



رحدالله تعالى المنوفوس<u>م ٢٨ هـ</u>

مة لشغ العَلاات محمّ و ليمان معالمصطلحات الفقهية للعكازاتي عبالفتياح ابي غدرمهلته اعشى بضبطه وتقديمه وإخراجه

كراتشي باكستان

# جميع حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الثالثة سنة ١٤٢٩هـ

من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي - باكستان الهاتف: ۲۹۲۵/۷۷۲۹-۰۰۹۲۲۱-۰۰۹۲۲

ويطلب أيضا من: مكتبة القرآن بنوري تاؤن كراتشي باكستان الهاتف: ٤٨٥٦٧٠١-٤٨٥٦٧٠٢

> مركز القرآن اردو بازار كراتشي الهاتف: ۲٦۲٤٦٠۸ -۰۰۹۲۲۱

# بِسْمُ اللَّهُ الْحَمْ الْحَمْ الْحَمْ الْحَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# مخضرالقدوری کی اہمیت علم فقہ کے تعارف اور تاریخی پس منظر، مذاہب اربعہ اورائے ائمہ کے حالات، نیز احناف کے فقہاء ثلثہ، ضروری فقہی اصطلاحات، اور مصنف قدوری کے حالات، نیز احناف کے حالات زندگی کے بیان میں الحدہ مدالیں مدالیں میں الحدہ مدالیں مدالیں مدالیں میں الحدہ مدالیں مد

الحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد

مخضرالقدوري كي اہميت:

عزیز طلبہ 'دمخضرالقدوری' آپکے ہاتھوں میں ہے اور آپ اسکو پڑھنے کیلئے تیار ہیں یہ انتہائی قابل مبار کبادامر ہے اور یصرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفق ہے کہ آپکواس قابل بنایا کہ فقد اسلامی کی اس اہم ترین کتاب سے استفادہ کرسکیں۔

فقہ اسلامی کے طلباء اگر اس کتاب کو بمجھ کر پڑھ لیس تو ان شاء اللّٰد اسکے تفقہ کی سیحے بنیاد پڑ جائی ، اور مستقبل میں پڑھی جانیوالی فقہی کتب مثلاً کنز الد قائق ، شرح وقایہ ، اور صد ابیہ سے انکومنا سبت ہو جائیگی اور بڑی کتب کا سمجھنا آسان ہوجائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بڑے سے بڑتی ہے۔ اسلئے عزیز طلباء سے امید ہے کہ وہ اس کتاب کو خوب اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں گے وہ شروع دن سے ہی تہیہ کرلیں کہ اس کتاب کی ایک سطرا ورایک ایک کلمہ کو بغیر سمجھنہیں چھوڑیں گے۔

اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اسکے زمانۂ تصنیف کو ایک ہزارسال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہر دور میں علاء اور طلباء اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، بلکہ بہت سے علاء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو حفظ یاد کررکھا تھا، جبیبا کہ صاحب ''الجواہر المصینۂ'' کے بھائی محمد بن محمد القرشی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مختصر القدوری کے حافظ تھے۔

کشف الظنون کے مصنف حاجی خلیفہ کشف الظنون ۱۹۳۱/۲۰ میں لکھتے ہیں کہ: مختصر القدوری وہ کتاب ہے کہ اگر فقہاءاحناف کسی کتاب کو صرف الکتاب کہہ کر ذکر کریں تو اس سے مراد مختصر القدوری ہی ہوتی ہے، یہ بہت عمدہ

متن ہے ائمہ فقہاء کے درمیان بہت زیادہ معتبر کتاب شلیم کی جاتی ہے،اوراسقدرمشہور ہے کہ تعارف کی ضرورت نہیں۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ فقہاءاحناف کے تذکرہ پرمشتل کتاب فوائد بہیہ میں چودہ فقہاء کے بارے میں لکھاہے کہ انہوں نے مخضر القدوری کی شرح لکھی ہے ان کا تفصیلی تذکرہ اس مقدمہ کے عملی دیکھا جاسکتا ہے۔

کتاب ''مصباح انوارالاً دعیہ' کے مصنف نے لکھا ہے کہ بہت سے احناف حضرات مصائب وحوادث میں مخضرالقدوری کو برکت کے حصول کیلئے پڑھا کرتے تھے۔کہا جاتا ہے کہ جو محض اسکو حفظ کرلے انشاء اللہ فقر وفاقہ سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ نیزید بھی کہا جاتا ہے کہ جو محض اس کتاب کو سی نیک صالح استاذ کے پاس پڑھے اور ختم کتاب کے وقت برکت کی دعا کی جائے تو اللہ تعالی اسکوقد وری کے مسائل کی تعداد کے برابر درا ہم عطافر ما نمیں گے۔

یہ سب امور پھے مستبعد نہیں ہیں اس لئے کہ اس کتاب کے مصنف جیسا کہ انٹے حالات میں آئے گا اپنے وقت کے بہت بڑے شخ عالم اور ولی اللہ تھے اور میں نے اپنے استاذ سے یہ بات بنی ہے کھنظم القد وری کے مصنف کا اس کتاب میں پیطر یقد رہا ہے کہ اگر مسئلہ کے بیان کیلئے آیات قرآنی یا احادیث مبار کہ کے الفاظ انکول جاتے تھے تو انکی کوشش یہ بی مرتبی ہونے کہ انہی الفاظ وعبارات کی مدد سے بات بیان کی جائے۔ یہ اگر حقیقت ہوتو کتاب کی عبارات کے بابر کت ہونے میں کوئی شبہ ہیں ہوسکتا۔ اور بعض شروحات میں مذکور ہے کہ خضر القد وری بارہ ہزار مسائل پر مشمل ہے۔ احد

كتب فقهيه كي دوشمين:

پہلی قتم میں وہ کتب ہیں جن میں صرف مسائل کلیہ اور ایکے احکام ذکر کئے جاتے ہیں ایسی کتب کومتن کہا جاتا

دوسری قسم میں وہ کتب ہیں جن میں مسائل پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کئے جاتے ہیں کلیات کے ساتھ ساتھ انگی جزئیات ائمہ کے اختلا فات اور مسائل کے عقلی فقلی دلائل ذکر کئے جاتے ہیں ایسی کتب کوشروحات میں شار کیا جاتا ہے۔ مختصر القد دری متون میں شار کی جاتی ہے بلکہ کتب متون میں بیا ہم ترین متن ہے۔

علامہ مولا ناعبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ''النافع الکبیر''میں لکھا ہے کہ متاخرین فقہاء متون میں سے تین کتابول پر بہت زیادہ اعتاد کرتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔ اپخضرالقدوری ۲۔الوقایہ سا۔ کنز الدقائق۔اور بعض علماء نے ان میں دومتن اور شامل کئے ہیں اپختار ۲۔مجمع البحرین فرماتے ہیں کہ اس اعتاد کی دوہ جہیں ہیں:

ا۔ ان متون کے مصنفین کی عظمت اور جلالت شان۔

۲-ان متون کے مصنفین نے بیا ہتمام کیا ہے کہ بیا پنے اِن متون میں صرف ظاہرالروایۃ کے مسائل ذکر کرتے ہیں یاوہ مسائل ذکر کرتے ہیں جن پر متقد مین مشار کے نے اعتاد کیا ہے۔

الحمد للدورس نظامی کے طلباء کی پیخوش قسمتی ہے کہ ایکے نصاب میں بیمتون معتبرہ واخل درس ہیں چنانچہ ہمارے ہاں فقہ کا طالب علم نصرف سب سے پہلے مخضر القدوری پڑھتا ہے بلکہ البیخ فقہی نصاب کے آخر میں مخضر القدوری کی شرح العدایة سے بھی تفصیلی طور پرمستفیض ہوتا ہے۔ ای طرح ایک سال گنز الدقائق کیلیے مخصوص ہے اور ایک سال شرح الوقامیہ کیلیے مخصوص ہے۔

مجھے امید ہے کہ اس مختفر تحریر سے مختفر القدوری کے طلب ء پراس کتاب کی اہمیت وعظمت واضح ہوگئ ہوگی۔
اب قبل اس کے کہ کتاب کا آغاز ہو کچھ ضروری امور بیان کئے جاتے ہیں جن میں علم فقہ ک تعریف غرض وغایت اور
اسکا تاریخی پس منظر، فدا ہب اربعہ اور انکے ائمہ کے حالات اور احناف کے فقہا اثلثہ کے حالات، اور علم فقہ سے متعلق کچھ
ضروری اصطلاحات بیان کی جا نمینگی جنکا علم فقہ میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے اگر طلباء انکو یاد کرلیس تو ان شاء اللہ ساری
زندگی کام آئیں گی۔ اور آخر میں مصنف کے حالات مجشی علیہ الرحمة اور اس طبع کے متعلق عرض کیا جائے گا۔ واللہ الموفق

# علم فقه كالتعارف

فقه کی لغوی تعریف :

لغت میں فقہ کے معنی مطلقاً سیحفے کے آتے ہیں کہاجاتا ہے فیقسہ السوجیل۔ بالکسسو۔ وفلان لا یفقہ۔ و اُفقهتك الشئى اس کے بعد بیلفظ علم شریعت اوراحكام شریعت کو سیحفے کے ساتھ خاص ہوگیا۔اور فیقُسہ فقاھة بالسصد بیاس وقت کہاجاتا ہے جب کسی مخص کواحکام شریعت کے علم میں مہارت حاصل ہوجائے اورا یسے خص کوفقیہ کہا جاتا ہے۔

علم فقه کی اصطلاحی تعریف :

هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهي القرآن المجيد، والأحاديث النبوية، والإجماع، والقياس \_

علم فقہنام ہےا حکام شرعیہ کو اُن کے دلائل کے ساتھ جاننے کا ، اور احکام شرعیہ کے دلائل قر آن مجید اور احادیث نبویہ اور اجماع اور قیاس ہیں۔

علم فقه كاموضوع:

موضوعه فعل المكلف ثبوتًا كصحة وافتراض، أو سلبًا كليس بصحيح، وليس بفرض، ونحو ذلك من حل وحرمة، ووجوب وندب، والمراد بالمكلف البالغ العاقل، ففعل غير المكلف ليس من موضوعه\_

علم فقد کاموضوع عاقل بالغ شخص کے افعال ہیں شجے ہونے یا شجے نہ ہونے کے اعتبار سے ،اورشجے ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں پھریہ بحث ہوتی ہے کہ وہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے حلال ہے یا حرام ہے ، واجب ہے یا مستحب ہے۔اور یہ جوعاقل بالغ کی شرط رکھی گئی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ غیرعاقل بالغ شخص کے افعال فقہ کا موضوع نہیں ہیں۔

علم فقه کی غرض وغایت :

العمل بالأحكام الشرعية ليترتب عليه الفوز بسعادة الدارين. علم فقد ك حاصل كرني و آخرت مين علم فقد ك حاصل كرني و آخرت مين

# علم فقه کا تاریخی پس منظر

علم فقه كا آغاز كيسے هوا:

الله تعالیٰ نے انسان کواس دنیا میں بھیجاتا کہ وہ یہاں پراللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گذار کر اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کرے اور آخرت میں جنت کامستحق ہو۔

زندگی گذارنے کیلئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں یہ بتانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے تھوڑ ہے تھوڑے عرصہ کے بعد اپنے رسول متعین فرمائے جولوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان فرماتے تھے حتیٰ کہ بیسلسلہ ہمارے پیارے رسول محمد علیہ کے رتم ہوگیا۔ آپ علیہ کے بعداب کوئی نبی نہیں آئے گا۔

ہمارے حضور مطالبہ نے زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق ایک جامع ضابطۂ حیات امت محمد یہ کوعطافر مایا ہے جس میں عقا کد ،عبا دات ومعاملات ،اخلاق وآ داب ومعاشرت وغیرہ پر بہت سے قواعد وضوابط بیان کر دیئے گئے ہیں۔

آ پے اللہ کے بعد خلفاء راشدین اور صحابہ کرام نے جو کہ حضور آلیت کے تربیت یافتہ تھے دین کو قائم کیا اور شریعت کو جاری کیا اور چار دانگ عالم میں اسکو پھیلایا۔

وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ نے نے مسائل پیش آتے گئے جنکا بظاہر قرآن وحدیث میں تھم نہیں ملتا تھا ایسے میں ضرورت ہوئی کہ اجتہاد کیا جائے لینی ان نئے پیش آمدہ مسائل کے احکام قرآن وحدیث کی روشی میں معلوم کئے جائیں، فروعات کو اصول اور کلیات پر منطبق کیا جائے تو یہ اہم کام ائمہ مجتہدین نے انجام دیا جنہوں نے ادلّہ اربعہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کی روشی میں اصول وقو اعد پر پر کھ کر غیر منصوص مسائل کے احکام مستنبط کئے۔ یہ ائمہ مجتہدین ویسے تو انکی تعداد زیادہ ہے جن میں امام ابوحنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری، ابن ابی لیلی ، محمد بن عبد الرحمٰن، عبد الرحمٰن الاوزاعی، امام شافعی، امام احمد بن طبل اور داؤد بن علی اصفہانی وغیرہ بہت سے مجتہدین ہیں کین ان سب میں ہوئی۔ وہ یہ ہیں:

امام ابوحنیفه :

آپ کا پورا نام نعمان بن ثابت الکوفی ہے کین آپی شہرت آپی کنیت کے ساتھ ہے جو ابو حنیفہ ہے۔ آپ حنفی

<sup>(</sup>۱) بيعالات فتح باب العناية بشرح كتاب النقابيه كے مقدمہ میں شیخ عبدالفتاح ابوغة وسفقل فرماتے ہیں۔

ندہب کے بانی اور امام ہیں۔ آ کی پیدائش کوفد میں مصفے میں ہوئی۔

ایک روایت کے مطابق آگی ملاقات حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے ہوئی ہے اور آپ نے حضرت انس سے بیددیث روایت کی مطابق آگی ملاقات حضرت انس سے بیددیث روایت کی ہے: ''طلب المعلم فریضة علی کل مسلم''اس اعتبار سے آپا شارتا بعین میں ہوتا ہے اور بیوہ فضیلت ہے جو مذا ہے فقہید میں کسی اور امام کو حاصل نہیں ہے۔

آپریشی کپڑوں کی تجارت کرتے تھے اور اسکے ساتھ ساتھ حصول علم بھی فرماتے تھے پھر پھے عرصہ کے بعد
آپ نے خود کو تدریس اور افتاء کیلئے ہی خاص فرمالیا۔ یہاں تک کہ آپ نے تمام لوگوں کے امام کی حیثیت حاصل کر لی۔
آپ کا شار بنی آ دم کے ذبین ترین لوگوں میں ہوتا تھا آپی قوت استدلال انتہائی مضبوط تھی۔ آپ کے اندر فصاحت
وبلاغت بدرجہ اتم موجود تھی آپی آ واز بردی بارعب تھی۔ لباس اور صورت کے اعتبار سے بھی آپیا شارخوبصورت لوگوں
میں ہوتا تھا۔ آپ بردے متقی اور پر ہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ بردے تی بھی تھے آپیا سامان تجارت کوفہ سے بغداد جاتا
اور آتا تھا آپی عادت شریفہ تھی کہ آپ اس تجارت سے حاصل شدہ نفع کو اپنی پاس سال بھر جمع فرماتے رہے اسکے بعد
اس نفع سے اپنے تلامذہ محدثین اور مشائ کی کی ضرور تو ل کی تکیل فرماتے تھے اور پھر اگر پھی نے جاتا تو وہ اسکے درمیان تھیم
کردیتے اور فرماتے کہ اس مال کو اپنی ضرور تو ل میں خرچ کر لو اور تعریف صرف اللہ تعالی کی کرواس وجہ سے کہ یہ سب
کی میں نے تم کو اپنے مال میں سے نہیں دیا بلکہ یہ سب تو محض اللہ تعالی کے ضل و کرم سے ہے۔

جب آپ کے بیٹے تماد نے ابتدائی عمر میں سورہ فاتحہ یاد کرلی توامام ابوصنیفہ نے ان کے استاذ کو پانچے سودرہم عطا کئے جبکہ بیوہ دورتھا کہ جب ایک دنبدایک درہم کا ملتا تھا۔استاذ نے اس عطیہ کو بہت زیادہ سمجھااسلئے کہ انہوں نے امام ابوصنیفہ کے بیٹے کوصرف سورہ فاتحہ ہی یاد کرائی تھی توامام ابوصنیفہ نے اُن سے فرمایا کہتم نے جو پچھے میرے بیٹے کو پڑھایا ہے اُس کو تقیر نہ مجھوا گرمیرے پاس اس سے زیادہ ہوتا تو قرآن شریف کی عظمت کے لئے زیادہ عطا کرتا۔

حضرت مسعر بن کدائم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان امام ابوحنیفہ کوامام اور رہنما بنا لے اُس کوکسی چیز کا خوف نہیں ہونا جا ہے اور اس کا بیاقدام اپنے حق میں احتیاط کے منافی نہیں ہوگا۔

اورامام ابویوسف فرماتے تھے کہ میں نے احادیث کی تفسیر کا امام ابوحنیفہ سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا۔ اورامام شافعی رحمہ الله فرماتے تھے کہ لوگ علم فقہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے تاج ہیں۔

حضرت احمد بن سرت فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے امام مالک سے پوچھا کہ کیا آپ نے امام ابوصنیفہ کود یکھا ہے اوران سے گفتگو کی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے اُس مخص کود یکھا ہے کہ جواگر پھر کے ستون کود کیھے کریہ کہددے کہ بیستون سونے کا ہے تو وہ اس بات کواپنی دلیل سے ثابت کردے گا۔ امام ابوصنیفیہ کا انتقال بغداد میں مواجے میں ہوا۔

امام ما لکؓ : :

آپ کا پورانام مالک ابن انس ابن الی عامر الاسحی تھا آپ فقداور حدیث میں مدیند منورہ کے امام سمجھ جاتے تھے آپ کی ولا دت ولید بن عبد الملک کے دور میں ۹۳ میں موئی اور انتقال ہارون رشید کے دور میں الاسلامی مدیند منورہ میں ہوا۔ آپ بنے منورہ بی میں مقیم رہے مدیند منورہ کوچھوڑ کر کبھی کسی اور شہر منتقل نہیں ہوئے۔ آپ نے

امام ابوحنیفہ کی طرح اموی اورعباسی دونوں دورحکومت دیکھنے البتہ عباسی دور زیادہ پایاان دونوں اماموں کے دور میں اسلامی سلطنت مغرب میں محیط اطلسی (اٹلائک) سے لے کرمشرق میں چین تک پھیل چکی تھی اوراندلس کی فتح کے بعد یورپ کے قلب تک پہنچ چکی تھی۔

امام ما لک نے علماء مدینہ سے کسب علم کیا اور ایک طویل عرصے تک عبدالرحمٰن بن ہرمز کی شاگر دی اختیار کی اور حضرت ابن عمر ؓ کے مولی نافع سے اور ابن شہاب زہری اور اپنے علم فقہ کے استاذ ربیعۃ بن عبد الرحمٰن عرف ربیعۃ الرأی سے کسب فیض کرتے رہے۔

آپ حدیث اور فقہ میں امام کی حیثیت رکھتے تھے آپ کی مشہور عالم تصنیف''موطاً'' حدیث اور فقہ کے اندر انتہائی بلندمقام کی حامل ہے۔

امام شافی فرماتے متھامام مالک میرے استاذ ہیں اور میں نے انہی سے علم حاصل کیا ہے اور وہی میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجت ہے اور ان سے بڑا میر اکوئی محسن نہیں اور جب بھی علماء کا ذکر کیا جائے گاتو امام مالک کی حیثیت ایک درخشندہ ستارہ کی ہوگی۔

# امام شافعیٌ :

آپ کا اسم گرامی ابوعبداللہ محمد بن ادریس القریش الہاشی المطلبی ابن العباس ابن عثمان ابن شافع تھا۔ آپ کا نسب حضورا کرم علیات ہے۔ آپ کی ولا دت فلسطین میں نسب حضورا کرم علیات ہے۔ آپ کی ولا دت فلسطین میں غزہ کے مقام پر مواج میں ہوئی اورا تفاق سے یہ وہی سال ہے جس سال امام ابوحنیفہ کی وفات ہوئی۔

جب آپ کی عمر دوسال کی ہوئی تو آپ کے والدغزہ میں انتقال کر گئے اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو کر آپ کے آبائی مقام مکہ مکر مہنتقل ہوگئیں چنانچہ آپ کا بحیبی بیمی کی حالت میں مکہ مکر مہنتقل ہوگئیں چنانچہ آپ کا بحیبی بیمی کی حالت میں مکہ مکر مہنتقل ہوگئیں چنانچہ آپ کو بندیل ہے گاؤں ہی میں قر آن شریف حفظ کر لیا اس کے بعد آپ کو بندیل مال حاصل کرنے کے لئے بندیل قبیلہ کے گاؤں تشریف لے گئے چنانچہ آپ کو بندیل میں افتح ترین شار کئے جاتے تھے آپ کو بندیل کے اشعار حفظ یا دستھا وار عربی ادب میں آپ کو کمال حاصل تھا جی کہ مشہور عربی ادیب اضمعی فر مایا کرتے تھے: کہ میں نے بندیل کے اشعار ایک قریش نوجوان سے کھے جس کو محمد بن ادریس کہا جاتا تھا۔

آپ نے مکہ کرمہ کے مفتی مسلم بن خالدالزنجی کی شاگر دی اختیار کی یہاں تک کہ انہوں نے آپ کوفتو کی دینے کی اجازت مرحمت فر مائی جب کہ آپ کی عمر ۱۵ سال تھی اس کے بعد آپ مدینه منور ہنتقل ہوگئے اور امام مالک سے علم فقہ حاصل کیا اور اُن سے موطاً پڑھی اور صرف نو را توں میں اِس کو حفظ یا دکر لیا اور حضرت سفیان بن عیدنہ اور فضل بن عیاض سے احادیث کی روایت کی۔

اس کے بعد آپ یمن تشریف لے گئے جہاں بعض امور کی ذمہ داری آپ کوتفویض کی گئی اُس کے بعد آپ <u>۱۸۳</u> ھیں بغدا دتشریف لے گئے جہاں آپ نے امام محمد ابن الحن سے فقہاء عراق کے علوم حاصل کئے آپ کے امام محمد کے ساتھ مناظر سے بھی ہوتے تھے جن سے خلیفہ ہارون رشید محظوظ ہوتے تھے۔

کے اے میں مکہ مکرمہ میں امام احمد بن حنبل نے آپ سے ملاقات کی چنانچیانہوں نے آپ سے فقہ اور اصول اور

ناتخ ومنسوخ میں کسب فیض کیا اُس کے بعد آپ و دوسے میں مصرتشریف لے گئے جہاں آپ نے اپ فقہی مذہب کی بنیا در کھی اور مصرمیں ہی ہور کی التقال ہوا اور قرافہ کے مقام پر تدفین ہوئی۔

# امام احمد بن خنباره :

آپ کا نام ابوعبداللہ احمد بن حنبل بن حلال بن اسدالذهلی الشیبانی تھا آپ کی ولادت ۱۲۴ھ میں بغداد میں ہوئی اور وہیں آپ نے تربیت حاصل کی اس کے علاوہ حصول نئم کے لئے آپ اُس زمانے کے مراکز علم کوفہ، بصرہ، مکه مکرمہ، مدینہ منورہ، بمن، اور شام اور الجزیرہ تشریف لے گئے۔

ابتدائی دورمیں بغداد میں آپ نے امام شافعی کی تقلید کی لیکن پھر بعد میں آپ مستقل امام مجتہد بن گئے اور آپ نے حنبلی مذہب کی بنیا در کھی آپ نے احادیث کے جمع وحفظ کے سلسلے میں گرانقد رخد مات انجام دیں یہاں تک کہا پنے دورمیں امام المحد ثین کہلائے جانے گلے اس طرح آپ کوحدیث اور فقہ دونوں میں امامت کا اعز از حاصل ہوا۔

حضرت ابراہیم حربی فرماتے تھے: میں نے امام احمد بن صنبل کودیکھا ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندراولین اور آخرین کے علوم جمع فرمادیئے ہیں۔

امام شافعیؓ جب مصرتشریف لے گئے تو فرمایا جب میں بغداد سے نکلاتو وہاں امام احمد بن عنبل سے بڑانہ تو کوئی فقیہ تھااور نہ کوئی پر ہیز گار۔

مامون رشید اور معتصم اور واثق کے دور میں فتنۂ خلق قر آن کی وجہ ہے آپ کے اوپر آزمائش آئی اور آپ جیل میں بند کر دیئے گئے اور تکالیف پہنچائی گئیں لیکن آپ نے اُس وقت انبیاء کے سے صبر کا مظاہرہ کیا۔

ابن المدینٌ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دوآ دمیوں کے ذریعے سے اعزاز بخشا: حضرت ابو بکر صدیقؓ سے فتنۂ ارتداد کے وقت اور حضرت امام احمد بن ضبل سے فتنۂ خلق قرآن کے وقت۔

المهم ميں بغداد ميں آپ كى وفات ہوئى۔

یہ چاروں ائمہ جمہوراہل اسلام کے وہ ائمہ ہیں جنکے مذاہب نے شہرت حاصل کی اور انکی تد وین کی گئی اور وہ باقی رہے۔ جزاھم اللّٰدخیرا

اوران میں بھی سب سے زیادہ سبقت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے جو کہ زمانہ کے اعتبار سے بھی بقیہ ائمہ مجتہدین سے مقدم ہیں اور اپنے تبعین کی کثرت کے اعتبار سے بھی سب سے آگے ہیں۔

الجمدللد ہندو پاکستان کی اُکٹریت امام ابوحنیفہ کے ند ہب کی انتاع کرتی ہے اور اپنے مدارس میں خصوصی طور پر فقہ 'حنی ہی کی کتب نصاب میں شامل ہیں۔ چونکہ فقہ 'حنی کے ند ہب کی بنیا دامام ابوصنیفہ اور ایکے جلیل القدر تلا مذہ امام ابویوسف امام محمد وامام زفر وغیرہ نے رکھی ہے لہذا مختصراً اِن حضرات کا تعارف بھی ذکر کیا جاتا ہے۔

# امام ابو پوسف ؓ:

آپ کا نام لیقوب بن ابراہیم بن حبیب ہے اور کنیت ابو یوسف ہے۔ آپ حفاظ محدثین میں شار کئے جاتے ہیں آپ کا امام ابوصنیفہ کے ساتھ گہراتعلق تھا۔ آپ کو قیاس میں مہارت تا مدحاصل تھی۔ آپ شہر بغداد کے قاضی مقرر کئے گئے اور اس عہدہ پررہے یہاں تک کہ سلام احدادہ ہارون رشید کے دور میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ امام ابوحنیفہ

کے شاگردوں میں آپ کا مرتبہ سب سے بلند تھا اور آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے امام ابوحنیفہ کے مذہب کے مطابق کتب فقہ تالیف فرمائیں۔اور جاردانگ عالم میں فقہ خنی کو پھیلا دیا۔

امام محمدا بن الحسن الشيباني ":

آپ کا پورانام محمد ابن الحن بن واقد ابوعبداللہ الشيبانی تھا آپ کے والد ماجد ملک شام سے تعلق رکھتے تھے ليکن پھر بعد ميں عراق منظل ہو گئے۔ امام محمد کی ولا دت عراق کے ایک شہر واسط میں ہوئی جبکہ آپ کی پرورش کوفہ میں ہوئی۔ آپ نے جہال بڑے بڑے دور آب اور علوم عربیت اور حساب میں بھی خوب ماہر تھے آپ امام شافع آ کے بھی استاذ تھے۔ امام شافع آ سے منقول ہے کہ وہ فر مایا کرتے تھے کہ میں نے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر علم امام محمد سے حاصل کیا۔ آپ بھی امام ابو صنیفہ آ کے جلیل القدر شاگر دیتے امام ابو صنیفہ آ کے علوم کو پھیلا نے میں آپ نے جو خد مات انجام دیں ان کی کوئی نظیر نہیں۔ ور حقیقت امام محمد کی تصانیف کے ذریعے ہی کے علوم کو پھیلا نے میں آپ نے جو خد مات انجام دیں ان کی کوئی نظیر نہیں۔ ورحقیقت امام محمد کی تصانیف کے ذریعے ہی امام ابو حنیفہ آ کی فقہ ہم تک پنچی ہے کہا جا تا ہے کہ امام محمد نے ۹۹۰ کتب تالیف فر مائیں۔ کہا جا تا ہے کہ امام احمد بن ضبل سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ وقت وہ وہ وہ بسیان فر ماتے ہیں یہ آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے تو وہ جو اب میں فر ماتے میں میں آپ کی مشہور تھنیفات میں سے چند یہ ہیں:

مبسوط، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر کبیر، سیرصغیر، زیادات، رقیات، بارونیات، کیبانیات، جرجانیات، کتاب الآثاراورموطا۔

امام مُحَدِّ كا انتقال <u>١٨٩ ه</u>ين مقام ريين موا\_

امام زفر":

آپ کا پورانام زفرابن البذیل ابن قیس البصری تھا۔ آپ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگر دیتے کین امام ابو حنیفہ آپ کی بوی تعظیم فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے شاگر دول میں زفر ابن البذیل قیاس کرنے میں سب سے فاکق ہیں۔ آپ کے والد ہذیل کا تعلق اصفہان سے تھا آپ کی ولادت مواجعیں ہوئی۔ آپ علم میں اونچا مقام رکھنے کے ساتھ ساتھ بوے عابد ہتی اور پر ہیزگار تھے۔ آپ کی وفات میں ہوئی۔

# فقہاءاحناف کے ہاں مستعمل بعض اصطلاحات اور انکی وضاحت

احكام شرعيه كي پانچ قتميس بين:

ا۔ فرض :

فرض اس تکم کوکہا جاتا ہے جوابی دلیل قطعی سے ثابت ہو کہ جس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ ہوجیسے کہ پانچوں نمازوں کی فرضیت کا تکم قرآن اورا حادیث سے ثابت ہے، اسی طرح زکوۃ، روز ہے اور حج کی عبادات ہیں۔

<sup>.</sup> (۱) بیاصطلاحات شام کے مشہور عالم شیخ عبدالفتاح الوغذ ہ نے فتح باب العنابیة بشرح کتاب النقابیہ کے مقدمہ میں بیان فر مائی ہیں۔

فرض كاحكم:

جو چیز فرض ہواسکا تھم ہیہ ہے کہ ہرمکلف شخص پرلازم ہے کہ اُس چیز کے فرض ہونے کو دل سے مانے اوراس پر عمل کرے پس عمل کرے پس اگر کوئی شخص اِس چیز کی فرضیت کا اٹکار کرے گاتو کا فرکہلائے گا۔اورا گرکوئی شخص دل سے تو اس تھم کی فرضیت کا اعتقادر کھتا ہے لیکن اس پڑمل نہیں کرتا تو فاسق کہلائے گااور سخت عذاب کامستحق ہوگا۔

شرطاورركن:

بعض اوقات فرض کو''شرط'' کہا جاتا ہے اوراسی طرح بعض اوقات فرض کو''رکن'' بھی کہا جاتا ہے۔ تفصیل اسکی بیہ ہے کہا گرفرض شکی مقصود کی ذات میں داخل نہ ہوتو اسکوشر ط کہتے ہیں اورا گرفرض شکی مقصود کی ذات میں داخل ہوتو اسکورکن کہتے ہیں۔

یہ بات اس مثال سے آ سانی سے تمجھ میں آ جائیگی کہ طہارت فرض ہے نماز کیلئے لیکن طہارت نماز کا حصہ نہیں ہے لہٰذااسکوشرط کہا جائے گا۔اسی طرح رکوع اور مجدہ نماز کیلئے فرض ہیں اور رکوع و مجدہ نماز کی ذات میں داخل بھی ہیں لہٰذارکوع اور ہجودرکن کہلائیں گے۔

فرض کی دونشمیں اور بھی ہیں' نفرض عین'' اور' نفرض کفایہ'۔

فرض عين :

اس حکم کو کہتے ہیں جسکا کرنا ہر مکلّف شخص پر لازمی ہوا در بعض لوگوں کے اس کا م کوانجام دینے سے دوسروں پر سے ذمہ داری ختم نہ ہوجیسے کہ فرض نمازیں اور رمضان کے روزے۔

فرض كفابيه

وہ تھم ہے کہ جمکا کرنا تمام لوگوں پر فرض ہولیکن اس طرح کہ اگر بعض لوگ وہ کام کرلیں تو بقیہ لوگوں پر ہے بھی ذمہ داری ختم ہوجائے گی۔ اورا گرکوئی بھی شخص بیکام نہ کرے تو سب گناہ گار ہونئے ۔ اسکی مثال میں بہت ہے احکام پیش کئے جاسکتے ہیں جن میں سے بعض خالص دینی احکام ہیں بعض دنیاوی ہیں۔ خالص دینی تھم کی مثال میت کوشل دینا، اس پر نماز جنازہ پڑھنا، اور میت کی تدفین کرنا، اسی طرح قرآن شریف کی خالص دینی تھم کی مثال میت کوشل دینا، اس پر نماز جنازہ پڑھنا، اور میت کی تدفین کرنا، اسی طرح قرآن شریف کی حفاظت کرنا، بیسب فرض کفایہ ہیں۔ اور دنیاوی احکام کی مثال جیسے کہ وہ صنعتیں لگانا جنگی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے مثلاً زراعت کرنا اور وغیرہ وغیرہ بیسب فرض کفایہ ہیں۔ اور اُن احکام کی مثال جود بنی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں جیسے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المحکم کا مول کے کرنے کا حکم دینا اور برے کا مول سے روکنا یہ فرض کفایہ ہیں۔ اسی طرح ڈو ہے کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنا جبکہ امیر کی طرف سے اعلان عام بھی نہ کیا گیا ہوتو یہ فرض کفایہ ہیں۔

### ۲ واجب :

وہ تھم ہے جودلیل ظنی سے ثابت ہودلیل ظنی دلیل قطعی سے کمزور ہوتی ہے اس وجہ سے کہ یا تو خوداسکے ثبوت

میں شبہ ہوتا ہے یااس دلیل کی فرضیت تھم پر دلالت میں شُبہ ہوتا ہے۔مثلاً وتر کی نماز واجب ہے فرض نہیں ہے اسکی دلیل جوحدیث ہے وہ خبر واحد ہے متواتر نہیں ہے۔لہذا بیدلیل اتنی مضبوط نہیں جتنی کہ دلیل قطعی ہوتی ہے لہذا اس دلیل سے ٹابت ہونے والی چیز فرض نہیں کہلائے گی واجب کہلائے گی۔

# واجب كأهكم:

واجب کا تھم یہ ہے کہ ہرم کلّف، پراسکا کرنالازمی ہے لیکن اس لزوم کادل سے اعتقاد رکھنا ضروری نہیں۔اسکئے کہ بیدلیل ظنی سے ثابت ہے اوراعتقاد کالزوم دلیل قطعی سے ہوتا ہے چنانچہ واجب کا اٹکار کرنے والا کا فرنہیں کہلائے گا۔ واجب کی بھی دوشمیں ہیں۔واجب عین اور واجب کفاریہ۔

### واجب عين :

واجب عین وہ ہے کہ جسکا کرنا ہرمکلّف برضروری ہوجیسے کہ نماز وتر اورصد قۂ فطر،عید کی نماز اور قربانی ۔

### واجب كفابيه:

واجب کفایہ جسکا کرنا ہر مکلّف پر ضروری ہولیکن اس طرح کدا گربعض لوگ یہ کام کرلیں تو دوسرول سے ذمہ داری ساقط ہوجائے۔البتہ ثو اب صرف کرنے والے کوئی ملے گالیکن اگر سب نے یہ کام چھوڑ دیا تو گناہ سب کو ملے گا اسکی مثال جیسے کدا گر بہت سے لوگوں کوکوئی ایک شخص سلام کرتا ہے تو اسکا جواب دینا ہرا لیک کیلئے ضروری ہے لیکن اگر کوئی الیہ بواب دینے جواب دینے والے کو ملے گا۔ ایک جواب دینے تاہے تو چھر سب سے ذمہ داری اُتر جائیگی البتہ ثو اب صرف جواب دینے والے کو ملے گا۔

#### ۳ سنت :

اُس حکم کوکہا جاتا ہے جو ہمارے بیارے رسول محمقات ہے تابت ہو۔ سنت کی بھی دونشمیں میں۔

## ار سنت مؤكده:

اُس تکم کوکہا جاتا ہے جس پر آپ اللہ نے ہمیشہ عمل کیا ہوا درلوگوں کوبھی اس پڑمل کرنے کی ترتیب دی ہو۔ مثلاً ابتداوضوء میں مسواک کرنا، جمعہ کے دن عسل کرنا، نماز با جماعت پڑھنا، ۲۰ رکعت تر او تح پڑھنا۔

سنت مؤکدہ کا حکم ہیہ ہے کہ اسکے کرنے والے کوثواب ملے گا اور اسکا چھوڑنے والا گناہ گا رنہیں ہوگالیکن مکروہ تنزیبی کا مرتکب ہوگالیکن مکروہ تنزیبی کا مرتکب ہوگا اس معنی میں کہ سنت مؤکدہ کا ترک حرام کی نسبت حلال کے زیادہ قریب ہے۔ البتہ اسکے ترک سے بچنا شریعت میں مطلوب ہے اور اسکا کرنا تمام دین سے ہے اور اسکا بلا عذر چھوڑ نا گمراہی ہے۔

### ۲- سنت غيرمؤ كده:

اسکومندوب اورمستحب بھی کہاجا تا ہے۔ یہ اس عمل کو کہاجا تا ہے جس پر آپ میں بیٹ نے بعض اوقات عمل کیا ہواور اسکی ترغیب بھی دی ہوجیسے کہ وضوء کے وقت قبلہ رخ ہونا، اور اذان کے وقت کام کاج اور بات چیت موقوف کردینا انہی الفاظ کے ساتھ جووہ کہدر ہاہے۔ اسی طرح اعمال وضودا کیس طرف اذان کے سننے کیلئے، اور مؤذن کا جواب دینا انہی الفاظ کے ساتھ جووہ کہدر ہاہے۔ اسی طرح اعمال وضودا کیس طرف

( IT )

ہے کرنا، کپڑے دائیں طرف سے پہننا، اورالی جماعتُ کودائیں طرف سے مصافحہ کرنا جوعمر اور مرتبے میں برابر ہوں لیکن اگر مختلف در جات کے لوگ ہوں تو ان میں جوافضل ہوائس سے ابتدا کرنا۔

سنت غيرمؤ كده كاحكم:

اسکا تھم بیہ کرا سکا کرنے والا تواب کا مستق ہوگا اور اسکا حجھوڑنے والا گناہ گارنہیں ہوگا اگر چہوہ اپنے آپ کو بری خیر اور اجروفضیلت ہے محروم کر دے گا۔

سنت کی دوشمیں اور بھی ہیں۔

سنت عين اورسنت كفاسيه

سنت عین وہ سنت ہے جسکا کرنا ہر مکلّف کیلیے مسنون ہو جیسے نماز کی سنتیں ، جمعہ کاغسل ، عید کاغسل ، اور نماز کے بعد کے اذکار۔

اورسنت کفاییوہ ہے کہ جسکا کرنا ہرایک کیلئے سنت ہولیکن اگر بعض لوگ اس پڑمل کرلیں تو دوسروں ہے بھی اسکا مطالبہ تتم ہوجائے کیکن ثواب صرف کرنے والے کوہی ملے گا۔ جیسے کہ رمضان کے عشر ہُ اخیرہ میں مجد میں اعتکاف کرنا۔

ام\_ حرام:

کسی چیز کی حرمت اگر دلیل قطعی سے (یعنی آیات یا احادیث صیحه متواتره) سے نابت ہوتو وہ حرام کہلاتی ہے جیسے کہ نماز وں کوانے اوقات سے مؤخر کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کا فت دینے میں ٹال مٹول کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، لوگوں پرظلم کرنا، چوری کرنا، شراب بینیا، سود کھانا، نماز وں کا جھوڑ ناوغیرہ وغیرہ سب حرام ہیں۔

حرام كاحكم:

اسكاكرنے والاسخت عذاب كامستحق ہوگا اوراسكانه كرنے والا ثواب كامستحق ہوگا۔

مکروہ :

کمروہ احکام دوقتم کے ہوتے ہیں۔ ا۔ کمروہ تحریمی ۲۔ کمروہ تنزیبی

مکروه تحریجی :

مکروہ تحریمی وہ ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہولیکن اسکی دلیل ظنی ہو کہ خبر واحد سے ثابت ہو جیسے کہ عصر کی نماز کومؤخر کرناسورج کے پیلے پڑجانے تک، یا جیسے کہ تقاضۂ حاجت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یاکسی کی چیپنی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا، یا عید بقرعید کے دن روزہ رکھنا، یا سونے چاندی کے برتن استعال کرنا میسب مکروہ تحریمی ہیں۔

مکروه تنزیهی :

جس کام کی شریعت نے نفرت دلائی ہولیکن کرنے والے کیلئے کسی سزا کا ذکر نہ کیا گیا ہوتوا یسے کام کا کرنے والا

گویاحرام کی نسبت حلال کے زیادہ قریب ہوتا ہے مثلاً وضُومیں پانی کے استعال میں اسراف کرنا، جعہ کاغسل نہ کرنا، وضو میں مسواک نہ کرنا، یابسم اللّٰد نہ پڑھنا۔

مكروه تنزيبي كاحكم:

ا سكاتكم بيه ب كماسكا حجوز نے والا ثواب كامستى ہوتا ہے اور كرنے والا سزا كامستى نہيں ہوتا۔

### ۵۔ مباح :

وہ تھم ہے جبے کا شریعت نے نہ کرنے کا تھم دیا ہواور نہ نہ کرنے کا جیسے کھانا، پینا،اٹھنا، بیٹھنا،خریدوفروخت کرنا وغیرہ وغیرہ۔

# مباح كاحكم:

اسکاتھم میہ ہے کہ نہ آئیس ثواب ہے اور نہ کوئی سزا ہے اور انسان کواس میں اختیار ہے جا ہے کرے اور جا ہے تو نہ کرے البتہ اگرا لیے کسی کام کوکسی اچھی نیت سے کرتا ہوتو اجر کا مستحق ہوگا ، اس صورت میں بیر مباح کام مستحب کے درجہ میں ہو جائے گا ، جیسے کہ مہمان کے اکرام کیلئے کھانا اسکے ساتھ کھانا ، یا دن میں اس نیت سے سونا تا کہ رات کوعبادت کر سکے ، یاا چھے کپڑے اس نیت سے پہنے کہ تا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر ظاہر ہو۔

# اختلاف اقوال مين بعض مصطلحات كابيان:

فقہاءاحناف کا طریقہ ہے کہ جب امام ابوحنیفہ کے ساتھ انکے کسی ساتھی کا اختلاف نقل کرتے ہیں تو اگر اختلاف امام زفریاحسن بن زیاد کے ساتھ ہوتو انکا نام صراحنا ذکر کردیتے ہیں لیکن اگر اختلاف امام محمدیا امام ابو پوسف کے ساتھ ہوجو کہ اکثر ہوتا ہے تو اس میں بعض اشارات سے کام لیتے ہیں۔مثلاً

سینخین : اگر کسی مسئلہ میں کہا جائے کہ (شیخین کے نزدیک اس طرح ہے) تو اس سے مراد ہوتے ہیں امام ابو حضیفہ اور امام ابو یوسف اس کئے کہ دونوں امام محمد سے بڑے ہیں۔

طرفین : بیاس وقت استعال ہوتا ہے جب کسی مسئلہ میں امام ابوحنیفہ اور امام محمد ایک طرف ہوں اور امام ابو پوسف دوسری طرف ہوں۔

صاحبین : بیاس وقت استعال ہوتا ہے جب کسی مسلم میں امام ابولیوسف اور امام محمد ایک طرف ہوں اور امام ابوطن فید وسری طرف ہوں۔

ظاہر الروایۃ : امام محمد کی اِن چھ کتب کے مجموعے کو کہتے ہیں: جامع کبیر، جامع صغیر، مبسوط، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات۔

متن : فقه حنی میں متن اس مخضر کتاب کو کہاجا تا ہے جس میں اکثری طور پر صرف امام ابوحنیفہ سے منقول مشہور ومعروف معتدترین مسائل کا ذکر کیا جائے اور اسکا لکھنے والا اُس دور کا کوئی بڑا فقیہ اور متورع اور ثقہ عالم ہوجیسے امام طحاوی امام کرخی ، اور امام قدوری۔ متون معتبرہ: فقد حنی میں ۳متون بہت زیادہ معتمد ترین ثار کئے جاتے ہیں ۔قدوری، کنزالد قائق، وقایہ اور بعض نے اپنے علاوہ مختاراور مجمع البحرین کو بھی متون معتبرہ میں شار کیا ہے۔

# صاحب مخضرالقدوري کے حالات زندگی:

آپکانام احمد بن محمد بن احمد ابوالحسین البغد ادی القدوری ہے،علامہ سمعانی نے اپنی کتاب الانساب میں لکھا ہے کہ امام قدوری میں بیان کی جاتی ہے کہ قدور جمع ہے قدر کی اور المام قدوری ہے۔ بیان کی جاتی ہے کہ قدر کے معنی ہیں ہانڈی تو چونکہ آپ قدر کی تجارت یا صناعت فر ماتے ہوئکے اسوجہ سے آپ کی طرف بینسبت کی جاتی ہے۔ اور بعض حضرات نے بیفر مایا کہ قدوری منسوب ہے قدورہ کی طرف اور قدورہ بغداد کے ایک گاؤں کا نام ہے۔

امام قدوری نے اپنے دور کے کبارفقہاء سے علم فقہ کی تعلیم حاصل کی آپکاسلسلہ سند پچھاسطرے ہے !عن محمد بن پیکی الجر جاتی عن احمد البصاص تعن عبیداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عن المحمد مہم اللہ۔

آ پاپ دور کے سب سے بڑے خفی فقیہ شار کئے جائے تھے۔ آ پی مخضر القدوری کے علاوہ کتاب التجرید ہمی تصنیف فرمائی یہ بڑی خضر اللہ کا ختابی مسائل جمع فرمائے ہیں۔ اسی تصنیف فرمائی یہ بڑی خضر کتاب ہے جسمیں امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے اختلافی مسائل جمع فرمائی جمع فرمائی التقریب کے نام سے آسمیس ان مسائل کا ذکر ہے جو امام ابوحنیفہ اور اسکے ساتھیوں کے درمیان مختلف فیہ تھے۔ اسی طرح مختفر کرخی کی شرح بھی آ پنے تالیف فرمائی ہے۔

خطیب بغدادی کا شاربھی آ پکے تلامدہ میں ہوتا ہے۔ مشہور شافعی عالم اور نقیہ ابوحا مداسفرا ئینی کے ساتھ آ پکے اکثر مزان رے رہا کرتے تھے۔ آپکے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ تلاوۃ قر آن کا بڑاا ہتمام فر مایا کرتے تھے۔ ۱۲۲۸ ھیں آپ انقال فر ماگئے اور مشہور حفی فقیہ ابو بکرخوارزی کے برابر مدفون ہوئے۔

### طبع جديد كانعارف:

پچھ عرصة قبل ادارۃ القرآن نے نقد تنقی کی مایۂ ناز کتاب 'الہدایۃ '' مع حاشیہ مولا نا عبد الحی کلھنوگ کو جدید انداز ہے کہیوٹر پرشائع کیا تھا۔ اوراس کی ضرورت بول پیش آئی کہ بلادعرب کے بعض اہل علم حضرات نے اس مشکل کا اظہار کیا کہ ہندوستان اور پاکستان میں چھبی ہوئی کتب سے باوجود عربی زبان میں ہونے کے ہمارے لئے ان سے استفادہ آسان نہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی کتابت ہاتھ سے غیر معیاری انداز میں کی گئی ہوتی ہے جو کہ آجکل بالکل نامانوس اور غیر مرق ہے جدور سے ان پر جوحواثی کھے جاتے ہیں آئی کتابت انتہائی باریک ہوتی ہے بین السطور ہوتے ہیں ہوئے کے سب عبارتیں ایک دوسرے میں خلط ملط ہوتی ہیں، اوراس پرمستزاد یہ کہ یہ جواثی بھی متن کے بین السطور ہوتے ہیں بھی صفحہ کے یئی جواثی بھی صفحہ کے انہیں طرف بھی صفحہ کے دائیں طرف اور بھی عمودی السطور ہوتے ہیں بھی افتی لائنوں میں اور بھی بھی تو بعض حواثی الٹی لائنوں میں ہوتے ہیں، النوں میں اور بھی بھی تو بعض حواثی الٹی لائنوں میں ہوتے ہیں، خرض یہ کہ ایسا بیچیدہ گور کھ دھندا ہوتا ہے کہ قاری ان سے استفادہ کرتے ہوئے گھبرا تا ہے باوجودا سکے کہ یہ حواثی اپنی موجودہ مرف خوض یہ کہ ایسا بیچیدہ گور کے دوشی ہوتے ہیں، لہذا ضرورت اس مضمون کے اعتبار سے بر نے نقس ہوتے ہیں اور کتاب کوئل کرنے کیلئے بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں، لہذا ضرورت اس مضمون کے اعتبار سے برئے نفس ہوتے ہیں اور کتاب کوئل کرنے کیلئے بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں، لہذا ضرورت اس موجودہ مردح بات کی ہے کہ ان کتب کوم ع ان کے حواثی کے جدیدا نداز میں کم پیوٹر پر خوبصورت اور واضح عربی حرف میں موجودہ مردح بات کہ مالی تک متن او پر ہواور حاشیہ نئی چوش کو کیا جائے۔ اس ضرورت کا اظہار صرف علیاء عرب کی طرف سے ترتیب کے مطابق کہ متن او پر ہواور حاشیہ نئی چو ہو ان کا اظہار صرف علیاء عرب کی طرف سے ترتیب کے مطابق کہ متن او پر ہواور حاشیہ نئیچ ہو شاکھ کیا جائے۔ اس ضرورت کا اظہار صرف علیاء عرب کی طرف سے ترتیب کی موجود کی مورث کی موجود کی کی کی بھور کی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے ترتیب کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی

ہی نہیں بلکہ ہندو پاکستان کے صاحب ذوق اہل علم حضراًت کی طرف ہے بھی ہوتا تھا۔لہذا تو کلاعلی اللہ ادارۃ القرآن نے سب سے پہلے کتاب الہدایہ اس معیار کے مطابق کمپیوٹر پرشائع کی ،ساتھ ہی اسکا بے نظیر حاشیہ کھنوی بھی لگایا الحمدللہ اہل علم نے اس جدید طبع کی بہت پذیرائی کی اور اصرار کیا کہ بیسلسلہ دوسری کتب تک وسیع کیا جائے۔

الحمد للداس سلسله کی بیددوسری کاوش مختصر القدوری کی شکل میں آپے سامنے ہے اسکے ساتھ قدوری کا سب سے زیادہ مقبول مفید حاشیہ 'المعتصر الضروری <sup>(۱)</sup> 'موجود ہے اور مقام مسرت ہے کہ الحمد للہ' 'کنز الد قائق'' بھی اسی معیار کے ساتھ تیار ہوچکی ہے اور عقریب آپے ہاتھوں میں ہوگی ان شاء اللہ۔

مخضرالقدوري كي اس جديد طبع كي خصوصيات مندرجه ذيل ہيں۔

ا۔ پوری کتاب کواز سرنو قواعداملاءاورعلامات ترقیم کا استعال کرتے ہوئے لکھا گیاہے۔

۲۔ پورے متن پراعراب لگایا گیاہے <sup>(۲)</sup>۔

سے پانو حاشیہ میں السطور تعلیقات کوموقع محل کی مناسبت سے یا تو حاشیہ میں [مربعین میں] منضم کردیا گیااوریا پھر مستقل نمبر دیکر حاشیہ بنادیا گیا۔

مهم سابقه بندوستانی اور پاکتانی ایْریشنوں میں جوفخش اغلاط پائی جاتی تھیں اصل مآخذ کی رجوع کر کے انکی اصلاح کی گئ جن میں فتح القدیم لا بن الھمام، بنامیہ عینی ، کفامیہ، وعنامیمن شروح الہدامیۃ اورالجوھرۃ النیرۃ ،اوراللباب جیسی کتب شامل میں۔

۵۔ ہرصفحہ کے اوپر موضوع بحث کاعنوان لکھ دیا گیا ہے تا کہ متعلقہ بحث تک پنچنا آسان ہوجائے۔ ۲۔ شروع میں اردواور عربی میں ایک مفید مقدمہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے جوعلم فقداوراس کتاب سے متعلق اہم مباحث پرمشمل ہے۔

آخر میں اہل علم حضرات سے گذارش ہے کہ اس کتاب کی تھیجے میں ہم نے حتی الوسع کوشش کی ہے لیکن پھر بھی اگر اس جدیدایڈیشن میں اہل قطح بات ان کونظر آئے تو ہمیں مطلع فر مائیں ہم اگلے ایڈیشن میں اسکی اصلاح کردیں گے اور انکے انتہائی ممنون ہوئے۔ اللہ تعالی سے دعاہے کہ اس جدید طبع کو انتہائی مبارک اور مقبول اور مفید اور نافع بنائے اور اسکے ناشرین اور قارئین کیلئے ذریع پر نجات بنادے آمین۔

کتبه نعیم اشرفعفاالله عنه ادارة القرآن کراچی ۲ارشوال <u>۳۲۲</u>ه

<sup>(</sup>۱) اس حاشیہ کے مؤلف کا نام مولا نامحم سلیمان ہے سابقہ تمام طبعات میں مؤلف کی حیثیت سے انکانام ندکورنہیں ہے ہمیں انکانام بعض تعلیقات کے آخر میں لکھا ہوا ملاہے باءِ جود کوشش کہ اسکے حالات کاعلم ندہو سکا غالبا اہل تقوی کی طرح انہوں نے ابنانام زیادہ ظاہر کرنا پسندنہیں فرمایا الارتعالی انکوامت مسلمہ کی طرف ہے بہترین جزاء عطاء فرمائیں آمین۔

<sup>(</sup>۲) بعض اہل علم طلباء کے حق میں اسکومفید نہیں شبجھتے للبذاانگی رعایت کرتے ہوئے ادارۃ القرآن نے مخضرالقدوری کاایک اورایڈیشن تیار کیا ہے جس میں متن پراعراب نہیں ہے۔

# و المالة المالة

المَمَّ الشَّيْحُ الْمُعْلِينِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَي اللّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّ

المعالمة الم

العَلَّاتُ مُحَدِّسُ لِيهَا<del>نَ الهَندُ</del> جَمَالُيْدُ العَلَّاتُ مُحَدِّسُ لِيهَا<del>نَ الهَندُ :</del> رحماليند

> مع المصطلحات الفقهية للعُلَا تُراتِيجُ عَبِرِ الفِقِيدِ حِرَا فِي عَدْرِمِ الشِّهِ للعُلَا تُراتِيجُ عَبِرِ الفِقِيدِ حِرَا إِلَيْهِ

> > اعشى بضبطه وتقليمه وإخراجه

نعيماً شرفير في نواحد

مز منشورات

إِذَا فَا لَوْ الْعَبَاوُمُ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِ

# جميع حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثالثة سنة ١٤٢٩هـ

من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي - باكستان الهاتف: ۲۵۲۷۱/–۲۲۲۱-۰۰۹۲۲۱

ويطلب أيضا من: مكتبة القرآن بنوري تاؤن كراتشي باكستان الهاتف: ٤٨٥٦٧٠١-٤٨٥٦٧٠١.

> مركز القرآن اردو بازار كراتشي الهاتف: ۲٦۲٤٦٠۸ -۰۰۹۲۲۱

### بشالت الحزالجين

#### المقدمة

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فهذه مقدمة وجيزة تقدم بين يديكم المباحث المهمة يفيد مطالعتها لمن أراد الدخول في علم الفقه عامة وطلبة "مختصر القدوري" خاصة الذين يدرسون أول كتاب في الفقه الحنفي، وأكثر هذه المباحث مستفادة من كتب العلامة اللكنوى مثل النافع الكبير مقدمة الجامع الصغير والفوائد البهية، ومقدمة عمدة الرعاية، وتقديم الشيخ عبد الفتاح أبى غده على شرح النقاية لملاعلى القارى رحمهما الله تعالى فأقول وبالله التوفيق:

# كيفية شيوع علم الفقه ونشأته:

اعلم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد شرع الشرائع وبيّن الأحكام، وأظهر لنا الحلال والحرام، ثم الصحابة المهديون - لا سيما الخلفاء الراشدون صرفوا سعيهم في إقامة المشروعات، وإيضاح الأحكام بالحجج الواضحات، ثم انتقل إرث العلم إلى طبقة التابعين - ومنهم إمامنا الأقوم أبو حنيفة الأعظم - ثم إلى من بعدهم إلى زماننا هذا، وممن اشتهر مذهبهم، ودُوّنت الكتب على مسلكهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وأحمد رحمهم الله تعالى، وسنذكر تراجمهم عن قريب، ومذاهب باقي المجتهدين قد اندرست، لا يوجد لها أثر، ولا يرى بها خبير يستفسر، إلا أن الناس تفرقوا في السلوك على هذه

المذاهب، وتفرقت البلاد في شيوع المشارب فشاع مذهب مالك في بلاد المغرب، ومذهب الشافعي في بلاد الحجاز ومذهب أبي حنيفة في بلاد الهند والروسيا.

ثم إن علم إمامنا قد انتقل بواسطة تلامذته، ومن بعدهم إلى بلاد شاسعة، وتفرقت فقهاء مذهبنا في مدن واسعة، فمنهم أصحابنا المتقدمون في العراق، ومنهم مشايخ بلخ، ومشايخ خراسان، ومشايخ سمرقند، ومشايخ بخارا، ومشايخ بلاد أخر: كإصبهان، وشيراز، وطوس، وزنجان، وهمدان، وأسترآباد، وبسطام، ومرغينان، وفرغانة، ودامغان، وخوارزم، وغزنة، وكرمان، وإلى جميع بلاد الهند وباكستان، وغير ذلك من بلاد العرب والعجم، وكلهم نشروا علم أبي حنيفة إملاء وتذكيرًا وتصنيفًا، وكانوا يتفقهون ويجتهدون، ويفيدون ويصنفون، فبقى نظام العلم وأهاليه على أحسن النظام، على ممر الدهور والأعوام، إلى حين قدر الله خروج جنكيز خان، فوضع السيف وقتل العباد، وخرب العلم وأهلك البلاد، ثم تلاه بنوه وأو لاده وأحفاده، فسارت الفقهاء الخنفية الذين نجوا من ظلمهم بأهاليهم إلى دمشق، وحلب، وديار مصر، والروم، فانتشر العلم هناك، كذا ذكره الكفوى في "أعلام الأخيار".

### ذكر الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة

## أولا: الإمام أبو حنيفة (٨٠ - ١٥٠هـ) مؤسس المذهب الحنفى

هوالإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى، مؤسّس المذهب وإمامه، ولد بالكوفة سنة ٨٠هـ ونشأ بها، وهو من أتباع التابعين، وقيل: من التابعين، لقى أنس بن مالك وروى عنه حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» وكان خزّازًا يبيع الخزّ أى الحرير، ويطلب العلم، ثم انقطع للتدريس والإفتاء، وصار إمامًا للناس على وجه الدهر، وكان أحد أذكياء بنى آدم، قوى الحجة، فصيح المنطق، جهورى الصوت، جميل الطلعة والصورة لباسًا، متعبّدًا ورعًا عاقلا جوادًا، كان يبعث بالبضائع من الكوفة إلى بغداد، فيشترى بها

الأمتعة، ويحملها إلى الكوفة، ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة، فيشترى بها حوائج الأشياخ المحدّثين - من تلامذته وغيرهم - وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم، ثم يدفع باقى الدنانير من الأرباح إليهم، ويقول: أنفقوا فى حوائجكم، ولا تحمدوا إلا الله، فإنى ما أعطيتكم من مالى شيئًا، ولكن من فضل الله على فيكم، وحين حذق ابنه حمّاد سورة الفاتحة وهب للمعلّم خمس مائة درهم - وكان الكبش يُشترى بدرهم - واستكثر المعلّم هذا السخاء إذ لم يُعلّمه إلا الفاتحة، فقال له أبو حنيفة: لا تستحقر ما علّمت ولدى، ولو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه إليك تعظيمًا للقرآن.

قال مسعر بن كدام: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله إمامًا، رجوت ألا يخاف، وألا يكون فرط في الاحتياط لنفسه. وقال أبو يوسف: ما رأيت أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة. وقال الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. وقال أحمد بن سريج: سمعت الشافعي يقول: سألت مالك بن أنس إمام المذهب المالكي - هل رأيت أبا حنيفة وناظرته؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو نظر إلى هذه السارية وهي من الحجارة، فقال: إنها من ذهب، لقام بحجته.

توفى في بغداد سنة • ١٥ هـ رحمه الله تعالى ورضى عنه.

# تلامذة الإمام أبى حنيفة:

وأشهر تلامذته أربعة وهم:

۱ - أبويوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفى (۱۱۳ -۱۸۲ه) كان قاضى القضاة في عهد الرشيد كان له الفضل الأكبر على مذهب أبى حنيفة في تدوين أصوله، ونشر آرائه في أقطار الأرض، وكان مجتهدًا مطلقًا.

٢- محمد بن الحسن الشيباني (١٣٢-١٨٩هـ): ولد بواسط، وكان والده من حرستا بدمشق، ونشأ بالكوفة، وعاش في بغداد، وتوفى بالري، تفقه أو لا على الإمام أبى حنيفة ثم أتم علمه على أبى يوسف، ولازم مالك بن أنس مدة، وانتهت إليه رئاسة الفقه بالعراق بعد أبى يوسف، وكان نابغة من أذكياء العالم

ومجتهداً مطلقًا، صنف التصانيف الكثيرة التي حفظ بها فقه أبي حنيفة، فهو صاحب الفضل في تدوين المذهب الحنفي، وكتبه «ظاهرالرواية»(١) هي الحجة المعتمدة عند الحنفية.

٣- زفر بن الهذيل (١١٠-١٥٨هـ) ولد في أصبهان، وتوفى بالبصرة، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، ومهر في القياس، حتى صار أقيس تلامذة أبي حنيفة وأصحابه، وكان مجتهدا مطلقا.

٤- حسن بن زياد اللؤلؤى (المتوفى عام ٢٠٤هـ) تتلمذ أو لا لأبى حنيفة، ثم للصاحبين أبى يوسف ومحمد، اشتهر برواية الحديث، وبرواية آراء أبى حنيفة، لكن روايته دون رواية كتب «ظاهر الرواية» للإمام محمد ولم يبلغ فى الفقه درجة أبى حنيفة وصاحبيه.

قال في "شرح الطحاوى": اعلم أن أبا يوسف ومحمداً وزفر والحسن ابن زياد تلاميذ أبى حنيفة، وأبى حنيفة كان تلميذ حماد، وحماد تلميذ إبراهيم النخعى -نسبة إلى النخع وهي قبيلة، وهو كوفي تابعي حافظ، مات مختفيًا من الحجاج - وإبراهيم كان تلميذ علقمة، وعلقمة كان تلميذ عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنهم أجمعين، وعبد الله بن مسعود تلميذ رسول الله عليهم أجمعين، وعبد الله بن مسعود تلميذ رسول الله عليهم أجمعين،

# ثانيًا: مالك بن أنس (٩٥-١٧٩هـ) مؤسس المذهب المالكي:

هو الإمام مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحى رحمه الله، إمام دار الهجرة فقهًا وحديثًا بعد التابعين، ولد في عهد الوليد بن عبد الملك، ومات في عهد الرشيد في المدينة المنورة، ولم يرحل منها إلى بلد آخر، عاصر كأبي حنيفة الدولتين الأموية والعباسية، لكنه أدرك من الدولة العباسية حظّا أوفر، وقد اتسعت الدولة الإسلامية في عصر هذين الإمامين، فامتدت من المحيط الأطلسي غربًا إلى الصين شرقًا، ووصلت إلى أواسط أوربا بفتح الأندلس.

<sup>(</sup>۱) وهي الكتب الستة للإمام وهي: الجامع الكبير، الجامع الصغير، السير الكبير، السير الكبير، السير الكبير، السير الصغير، كتاب الأصل المعروف بـ"المسوط"، والزيادات.

طلب العلم على علماء المدينة، ولازم عبد الرحمن بن هرمز مدة طويلة، وأخذ عن نافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهرى، وشيخه في الفقه ربيعة ابن عبد الرحم المعروف بـ"ربيعة الرأى".

كان إمامًا في الحديث وفي الفقه، وكتابه "الموطأ" كتاب جليل في الحديث والفقه، قال عنه الشافعي رحمه الله: "مالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، وهو الحجة بيني وبين الله تعالى، وما أحد أمن على من مالك، وإذا ذكر العلماء، فمالك النجم الثاقب".

ثالثًا :محمد بن إدريس الشافعي(١٥٠-٢٠٤هـ)مؤسس المذهب الشافعي

هو الإمام أبو عبد الله، محمد بن إدريس القرشى الهاشمى المَطلبى ابن العباس بن عثمان بن شافع رحمه الله، ويلتقى نسبه مع الرسول على في جده عبد مناف، ولد في غزة بفلسطين الشام عام ١٥٠هـ، وهو عام وفاة أبى حنيفة، وتوفى في مصر عام ٢٠٤هـ.

بعد موت أبيه في غزة وبعد سنتين من ميلاده، حملته أمه إلى مكة موطن آباءه، فنشأ بها يتيمًا، وحفظ القرآن في صباه، ثم خرج إلى هذيل بالبادية، وكانت أفصح العرب، فحفظ أشعارهم، ونبغ في العربية والأدب، حتى قال الأصمعي عنه: "وصححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له: محمد بن إدريس"، فكان بذلك إمامًا في العربية وواضعًا فيها.

تتلمذ في مكة على مفتيها مسلم بن خالد الزنجى، حتى أذن له بالإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة، ثم ارتحل إلى المدينة، فتفقّه على مالك بن أنس، وسمع منه الموطأ، وحفظه في تسع ليال، وروى الحديث أيضًا عن سفيان بن عيينة، والفضل ابن عياض، وعمه محمد بن شافع وغيرهم.

وارتحل إلى اليمن، فولى عملا فيها، ثم ارتحل إلى بغداد عام ١٨٣هـ و ١٩٥هـ، فأخذ عن محمد بن الحسن كتب فقهاء العراق، وكانت له مناظرات معه، سر منها الرشيد.

ولقيه أحمد بن حنبل في مكة سنة١٨٧هـ، وفي بغداد سنة١٩٥هـ، وأخذ

عنه فقهه وأصوله، وبيانه ناسخ القرآن ومنسوحه، وفي بغداد صنف كتابه القديم المسمى بالحجة الذي ضمن فيه "مذهبه القديم"، ثم ارتحل إلى مصر عام ٢٠٠ه حيث أنشأ "مذهبه الجديد"، وتوفى بها شهيد العلم في آخر رجب يوم الجمعة سنة ٢٠٤هـ، ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه -رحمه الله-.

# رابعًا :أحمد بن حنبل الشيباني (١٦٤-٢٤١هـ) مؤسس المذهب الحنبلي

الإمام أبو عبد الله، أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني، ولد ببغداد، نشأ بها، وتوفى فيها في ربيع الأول رحمه الله، وكانت رحلات له إلى مدائن العلم، كالكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة.

تفقّه على الشافعي حين قدم بغداد، ثم أصبح مجتهدًا مستقلا، وتجاوز عدد شيوخه المائة، وأكبّ على السنة يجمعها ويحفظها، حتى صار إمام المحدثين في عصره، بفضل شيخه: هشيم بن بشير بن أبي خازم البخاري الأصل (١٠٤ - ١٨٣هـ).

كان إمامًا في الحديث والسنة والفقه، قال عنه إبراهيم الحَربي: "رأيت أحمد، كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين" وقال عنه الشافعي حين ارتحل إلى مصر: "خرجت من بغداد، وما خلّفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل".

وقد امتحن أحمد بالضرب والحبس في فتنة خلق القرآن في زمن المأمون والمعتصم والواثق، فصبر صبر الأنبياء، قال عنه ابن المديني: إن الله أعز الإسلام برجلين: أبي بكر يوم الردة، وابن حنبل يوم المحنة، وقال عنه بشر الحافي: إن أحمد قام مقام الأنبياء.

### تعريف علم الفقه لغة:

فى "البحر": الفقه لغة الفهم، وتقول: فقه الرجل -بالكسر - وفلان لايفقه، وأفقهتك الشيء، ثم خص به علم الشريعة، والعالم به فقيه، وفقه -بالضم - فقاهة وفقهه الله وتفقه إذا تعاطى ذلك، وفاقهته إذا باحثته فى العلم، كذا فى "الصحاح".

### تعريف علم الفقه اصطلاحا:

معناه اصطلاحًا: هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهي القرأن المجيد، والأحاديث النبوية، والإجماع، والقياس.

### موضوعه:

أما موضوعه ففعل المكلف ثبوتًا كصحة وافتراض، أو سلبًا كليس بصحيح، وليس بفرض، ونحو ذلك من حل وحرمة، ووجوب وندب، والمراد بالمكلّف البالغ العاقل، ففعل غير المكلف ليس من موضوعه.

### غرضه وغايته:

العمل بالأحكام الشرعية ليترتب عليه الفوز بسعادة الدارين.

تفسير بعض الألفاظ الفقهية التى توصف بها الأحكام وبيان بعض الاصطلاحات (١) عند الحنفية بقلم الشيخ عبد الفتاح أبى غدة

قسم فقهاء الحنفية مراتب الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام:

1- <u>الفرض :</u> وهو ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه ، كالصلوات الخمس ، والطهارة لها ، والزكاة ، والصيام ، والحج ؛ لثبوتها بأدلة قطعية لا شبهة فيها من القرآن والسنة .

وحكم الفرض: أنه يَلزم المكلّف اعتقاد فرضيته والقيام به، فإذا أنكره أحد كفّر، وإذا تركه مع اعتقاده فرضيّتَه كان فاسقًا أي عاصيًا خارجًا عن طاعة الله تعالى، ويُعاقب على تركه عقابًا شديدًا.

وهذا الفرض تارةً يكون شرطًا، وتارةً يكون رُكنًا.

<sup>(</sup>۱) ذكرها فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة رحمه الله تعالى في مقدمة "فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية".

<u>فالشرط:</u> ما كان خارجً حقيقة الشيء المقصود، كالطهارة للصلاة وستر العورة واستقبال القبلة ونحوها.

والركن : ما كان داخلَ حقيقة الشيء المقصود، كالقيام والقراءة والركوع والسجود في الصلاة.

والفرق بين الركن والشرط في المثال المذكور: أن الشرط -وهو الطهارة-يلزم دوامه من أول الصلاة إلى آخرها، وأما الركن فلا يلزم دوامه من أولها إلى آخرها، بل ينقضي بالشروع في ركن آخر، فالقيام والقراءة -وهما ركنان- ينقضى كل منهما بالركوع، والركوع ينقضي بالانتقال إلى السجود، وهكذا. . .

ويُقسم الفرض أيضًا تقسيمًا آخرَ إلى قسمين: فرض عين، وفرض كفاية.

ففرض العن : هو ما يُفترض القيام به على كل مكلّف بعينه ، ولا يسقط بفعل بعض الناس عن بعض كآداء الصلوات المكتوبة ، وصيام رمضان ، وأداء الزكاة ، والجهاد في سبيل الله إن كان النفير عاماً ، وكتعلّم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه ، وإخلاص عمله لله تعالى ، ومعاشرة عباده سبحانه .

وفرض الكفاية: هو ما يُلزَم به جماعة المكلّفين، فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وبتركه يعصى المتمكّنون منه كلهم، ويتناول ما هو ديني مثل غسل الميت، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه، واستماع القرآن الكريم، وحفظه. . . وما هو دُنيوى كالصنائع المحتاج إليها، وما هو شامل لهما جميعًا كالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، والجهاد في سبيل الله إن لم يكن النفير عامّا، وإنقاذ الغريق، وإطفاء الحريق ونحوها.

Y- <u>الواجب:</u> وهو ما ثبت بدليل ظنى فيه شبهة ، بمعنى أن دليله دون الفرض قوة ، لشبهة جاءت في ثبوته ، أو في دلالته على فرضية الحكم ، كصلاة الوتر ، والعيدين ، وزكاة الفطر ، والأضحية .

فصلاة الوتر مثلا واجبة ؛ لأنها ثبتت بدليل ظنّى فيه شبهة ، وهو ما رواه أبوداود في "سننه" (٢: ٢٢) ، والحاكم في "مستدركه" (١: ٥٠٥) ، واللفظ لأبى داود عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله على يقول: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا».

قال الكمال بن الهمام في "فتح القدير" (١: ٣٠١): هو حديث حسن.

فه ذا الحديث صريح في لزوم الوتر، غير أنه لما كان حديث آحاد -أى لم يبلغ رواته الكثرة القاطعة - كان ظنيّا في ثبوته، فأورث ذلك شبهة في فرضية الوتر المستفادة من ظاهر لفظ الحديث، فلم تثبت به الفرضية، وثبت به الوجوب الذي هو دونها.

وحكم الواجب: أنه يكزم المكلف القيام به، دون اعتقاد حقيته؛ لشوته بدليل ظننى، ومبنى الاعتقاد على اليقين، فمنكره لا يُكفّر لوجود الشبهة فى دليل الوجوب، وتاركه عن تأويل لا يُفسّق ولا يضلّل، وتاركه استخفافًا يُكفّر، ومن تركه من غير تأويل ولا استخفاف يُفسّق لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب عليه، ويستحق عقابًا شديدًا على تركه، ولكنه دون عقاب ترك الفرض.

ويقسم الواجب أيضًا إلى قسمين: واجب عين، وواجب كفاية:

فواجب العمن: هو ما يتوجّب أداءه على كل مكلّف بعينه، كصلاة الوتر، وزكاة الفطر، وصلاة العيد، والأضحية ونحوها.

وواجب الكفاية: هو ما يُلزم به جماعة المكلّفين، فإذا قام به بعضهم، سقط عن الباقين، وفاعله هو الذي يختص بالثواب دون الآخرين، وبتركه يعصى المتمكّنون منه كلهم، كرد السلام على الجماعة من واحد.

٣- السنة: وهي قسمان: مؤكدة وغير مؤكدة.

فالسنة المؤكدة: هي ما واظب عليه الرسول عليه ، ورغّب فيه من غير الزام، وكذلك ما واظب عليه الحلفاء الراشدون من بعده ؛ لقوله عليه الحديث الصحيح الذي رواه العرباض بن سارية السُلَمي: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ» أي ألزم فعلَها وحافظوا عليها.

ومن السنة المؤكدة: استعمال السواك في ابتداء الوضوء، والاغتسال يوم الجمعة، وسنة الفجر، وصلاة التراويح عشرين ركعة، والصلاة بالجماعة، وقيل: بوجوبها.

وحكم السنة المؤكدة: أنه يُثاب فاعلها، ولا يأثم تاركها، ولكنه بتركها يكون مسيئًا لنفسه، ومرتكبًا الكراهة التنزيهية، بمعنى أنه عند ما يترك سنة مؤكدة يُعدّ

تركه لها أقرب إلى الحلال منه إلى الحرام، فالتنزّه عن تركها مطلوب، وفعلها من تمام الدين، وتركها بلا عذر من الضلالة.

والسنة غير المؤكدة: ويقال لها: -المندوب والمستحب أيضًا - هي ما فعله الرسول على ورغّب إليه في بعض الأحيان كاستقبال القبلة عند الوضوء، والإمساك عن الكلام والعمل عند سماع الأذان لاستماعه، وإجابة المؤذّن مثل ما يقول، والتيامن أي البدء بالأيمن في أعمال الوضوء واللبس، والمصافحة للجماعة إذا تساووا في الفضل والسنّ، وإلا فيبدأ بأفضلهم أو أكبر هم، وكإبراء المعسر أي مسامحته من دينه.

وحكم السنة غير المؤكدة: أنه يثاب فاعلها، ولا يأثم تاركها، ولكن بتركها يُفوّت على نفسه خيرًا وأجرًا وفضيلة.

وتقسم السنة أيضًا تقسيمًا آخر إلى قسمين: سنة عين، وسنة كفاية.

<u>فسنة العين</u>: ما يُسن فعله من كل واحد من المكلّفين بعينه، كصلاة السنن، والاغتسال يوم الجمعة ويوم العيد، وقراءة الأذكار الواردة بعد الصلاة.

وسنة الكفاية: ما يُسن فعله من جماعة المكلفين، فإذا فعله بعضهم رفعت المطالبة به عن الباقين، لكن فاعل هذه السنة هو الذي يختص بالثواب وحده، كصلاة التراويح بالجماعة، والاعتكاف بالمسجد في العشر الأخير من رمضان، والأذان في البلد والقرية، إذ لا يُطلب القيام به من كل واحد، ولكن مع سنيته إذا اجتمع أهل القرية أو البلد على تركه قوتلوا عليه، لأنه من شعار الإسلام وأعلام الدين.

٤- والمكروه : وهو قسمان : مكروه تنزيهًا ، ومكروه تحريمًا .

فالمكروه تنزيماً: هو ما نقر الشرع منه دون عقاب لفاعله، فالتلبّس به يُعدّ إلى الحلال أقرب منه إلى الحرام، كالإسراف بماء الوضوء أو التقتير فيه، وكالاستنثار أو الامتخاط باليد اليمنى، وترك الاستحمام يوم الجمعة، وترك التسمية في ابتداء الوضوء، وترك السواك.

وحكمه: أنه يُثاب تاركه امتثالا، ولا يُعاقب فاعله، ولكن يُكون فعله لوثة مخالفة في صحيفة الإنسان.

والمكروه تحريما: هو ما نهى الشرع عنه بدليل ظنّى فيه شبهة ، كتأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس ، وصلاة الإنسان وهو يُدافع الحدث ، والصلاة فى الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب ، والقبلة للصائم ، وصيام يوم الفطر ويوم النحر ، واستعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ، والبيع وقت الأذان للجمعة ، وكترك الطمأنينة فى أركان الصلاة مثل الركوع والسجود والقعود بين السجدتين ، وترك غيرها من الواجبات .

وربما أطلق فقهاءنا الحرامَ على المكروه تحريًا، وعند الإمام محمد كل مكروه تحريًا: حرام، وإنما سماه مكروهًا، ولم يقطع بتسميته حرامًا؛ لأنه لم يجد فيه نصّا قاطعًا بالحرمة، فإذا وجد نصّا قاطعًا بالتحريم قطع القول به فسماه حرامًا، وإذا وجد نصّا قاطعًا بالتحليل قطع القول به فسماه حلالا، وإلا قال في الحِلِّ الظنّي: لابأس به، وفي الحرام الظنّي: أكرهه، وهذه طريقة الأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم من فقهاء السلف، وذلك احتياطًا منهم لكي لا ينطبق عليهم قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَصُفُ أُلسِنَتُكُم الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وهذا حَرَامٌ ﴾ .

وحكمه: أنه يُعاقب فاعله دون عقاب مرتكب الحرام، ويُثاب تاركه امتثالا لله تعالى .

وإذا أطلق لفظ "الكراهة" أو "المكروه" في المذهب الحنفي، فالمرادبه -على الأغلب الأكثر - المكروه تحريمًا، ومعنى قولهم: "مكروه، أو يُكره تحريمًا" أن التلبّس به قريب من الحرام بعيد عن الحلال.

٥- الحرام: -ومثله المحرّم- وهو ما ثبت النهى عنه بدليل قطعى لا شبهة فيه، كتأخير الصلاة عن وقتها، والكذب، ومطل الحق، وغصب المال، وظلم الناس، وفعل السرقة، وشرب الخمر، وأكل الربا، وارتكاب الزنى، وقتل النفس، وكترك الفرائض من الصلوات، وترك أداء فريضة الحج، وترك أداء فريضة الزكاة، وترك الحجاب للمرأة، ومثله اختلاطها بالأجانب.

وحكمه: أنه يُعاقب فاعله العقابَ الشديد بالنار، ويُثاب تاركه امتثالا لله تعالى، ولا يخفى أن الحرام -ومثله المكروه- كلّه خبيث، ولكن بعضه أخبث من بعض، كما يبدو من الأمثلة، فنسأل الله العاقبة منها جميعًا.

أما المباح: فهو مالم يطلبه الشرع ولم ينه عنه على السواء، كالأكل والشرب والقيام والقعود والبيع والشراء من حيث هو.

وحكمه: أنه لا أجر فيه ولا وزِر، وأن الإنسان مخيّر بين فعله وتركه، لكن إذا فعله بنيّة مشروعة يؤجر عليه، وحينئذ يتحوّل من المباح إلى المندوب، كما لو أكل مع الضيف بنيّة المؤانسة له، أو نام ساعة من النهار ليزداد نشاطه على قيام الليل، أو لبِس المستحسن من الثياب ليظهر أثر نعمة الله عليه دون استكبار واستعلاء، أو ليكون أحبّ للناس، فإنه يكون بذلك مأجوراً.

### بيان بعض الألفاظ الاصطلاحية:

سلك فقهاءنا الحنفية رحمهم الله تعالى فى الإشارة إلى اختلاف أقوال أئمة المذهب فى المسألة أن يذكروا قول الإمام أبى حنيفة، ويذكروا معه قول من خالفه من أصحابه، وأغلب من يذكر من أصحابه فى هذا المجال هو الإمام أبو يوسف، والإمام محمد بن الحسن، وقد يُذكر معهما الإمام زُفر بن الهُذَيل والإمام الحسن ابن زياد، وهذان الإمامان يُذكران دائمًا باسمهما صراحةً، أما أبو يوسف ومحمد: فهما اللذان يشار إليهما إشارةً.

1- إشارتهم إلى الصاحبين: فإذا قال فقهاءنا عند ذكر الحكم فى المسألة: وعندهما، أو: ولهما، أو قالا، فيعنون بهما الصاحبين أبا يوسف ومحمدًا، فيُفهم من هذا التعبير أن الحكم السابق بالذكر لقول الصاحبين هو قول الإمام أبى حنيفة، وقد يصرحون باسمه صراحةً.

٣- إشارتهم إلى أبى حنيفة: وإذا قالوا عند ذكر الحكم: وعند أبى يوسف، أو وقال أبو يوسف، ولهما، أو: واكتفينا، أو قالا: فيعنون بهما أبا حنيفة ومحمداً.

٣- إشارتهم إلى أبى حنيفة وأبى يوسف: وإذا قالوا عند ذكر الحكم: وعند محمد، أو وقال محمد، ولهما، أو عندهما، أو: وقالا، فيعنون بهما أباحنيفة وأبا يوسف.

### ٤- كتب ظاهر الرواية:

يطلق هذا على الكتب الستة للإمام محمد رحمه الله تعالى وهي:

كتاب الأصل المعروف بالمبسوط ، الجامع الكبير ، الجامع الصغير ، الزيادات ، السير الكبير ، السير الصغير .

# ترجمة مؤلف الكتاب الإمام القدورى<sup>(۱)</sup>

هو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين البغدادى القدورى المناصم ال

الإمام القدوري أخذ الفقه عن أبي عبد الله الفقيه محمد بن يحيى الجرجاني عن أحمد الجصاص عن عبيد الله أبي الحسن الكرخي عن أبي سعيد البردعي عن

<sup>(</sup>١) راجع الفوائد البهية ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كمال باشا الرومى، ومن تبعه فى أصحاب الترجيح من المقلدين الذين شأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض من دون قدرة على الاجتهاد، وتعقبه بعض الفضلاء بأن القدورى متقدم على شمس الأئمة الحلواني زمانًا وأعلى منه كعبًا، وأطول باعًا فما باله نقص مرتبته عن مرتبته .

<sup>(</sup>٣) قال العلامة اللكنوى في الفوائد البهية: الغالب على فقهاء العراق السذاجة عن الألقاب، والاكتفاء بالنسبة إلى صناعة أو محلة أو قبيلة أو قرية، كالحصاص والقدورى والطحاوى والكرخى والصيمرى، والغالب على أهل خراسان وماوراء النهر المغالات في الترفع على غيرهم، كشمس الأثمة فخر الإسلام وصدر الإسلام وصدر الشريعة ونحو ذلك، وهذا في الأزمنة المتأخرة، وأما في الأزمنة المتقدمة فكلهم بريئون من أمثال ذلك.

موسى الرازى عن محمد، كان ثقة صدوقًا، انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه، صنّف المختصر وشرح مختصر الكرخي، وكتاب التجريد مشتمل على الخلاف بين أبى حنيفة والشافعي مجردا عن الدلائل، مات سنة ٢٨ هـ (ثمان وعشرين وأربعمائة) ببغداد.

قال العلامة اللكنوى في الفوائد البهية: قد طالعت مختصره، وانتفعت به مع شرحه للزاهدى المسمى بـ المجتبى ، وشرحه للصوفى يوسف بن عمر المسمى بـ جامع المضمرات ، وقد ذكره ابن خلكان في تاريخه المسمى بـ وفيات الأعيان ، فقال أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر الفقيه الحنفى المعروف بـ القدورى ، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق ، وكان حسن العبارة في النظر ، وسمع الحديث وروى عنه الخطيب صاحب التاريخ ، وصنف في مذهبه المختصر المشهور ، وكان يناظر الشيخ أبا حامد الإسفرائيني الفقيه الشافعي ، وتوفى يوم الأحد الخامس من رجب سنة ٢٦٨ ، ودفن من يومه بداره في درب أبي خلف ، ثم نقل إلى تربة في شارع المنصور ، ودفن هناك بجنب أبي بكر الخوارزمي الحنفي ، ونسبته بضم القاف والدال وسكون الواو بعدها مهملة إلى القدور التي هي جمع قدر ، ولا أعلم سبب نسبته إليها ، بل هكذا ذكره السمعاني -انتهي - .

وفى مدينة العلوم: من كتب الحنفية مختصر القدورى وهو أحمد بن محمد ابن جعفر أبو الحسين القدورى البغدادى تفقه على أبى عبد الله محمد بن يحيى الجرجانى وروى الحديث وكان صدوقا انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، وشرح مختصر الكرخى، وصنف التجريد فى سبعة أسفار، يشتمل على الخلاف بين الشافعى وأبى حنيفة، شرع فى إملاءه سنة خمس وأربعمائة، وله كتاب التقريب فى المسائل الخلافية بين أبى حنيفة وأصحابه مجردًا عن الدلائل، ثمّ صنف التقرب الثانى، فذكر المسائل بأدلتها، توفى ببغداد يوم الأحد منتصف رجب أو خامس رجب سنة ٢٨٤، وروى عنه الخطيب، وقال: كان صدوقًا، وكان يناظر الشيخ أباحامد الإسفرائينى، والقدورى نسبة إلى صنعة القدور، أو إلى بيعها، أو هى اسم قرية -انتهى -.

وفى "أنساب السمعانى": القدورى بضم القاف والدال المهملة بعد الواو هـنه النسبة إلى القدور، واشتهر بها أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر ابن حمدان الفقيه المعروف بـ "القدورى" من أهل بغداد، كان فقيها صدوقًا انتهت اليه رئاسة أصحاب أبى حنيفة بالعراق، وعز عندهم قدره، وارتفع جاهه، وكان حسن العبارة في النظر مديمًا لتلاوة القرآن، روى عنه أبو بكر أحمد بن على ابن ثابت الخطيب الحافظ، وكانت ولادته سنة اثنتين وستين وثلاثمائة، ومات في رجب سنة ١٤٢٨.

### منزلة كتاب مختصر القدورى:

إن مختصر القدورى كتاب نفيس بل هو من أحسن المتون وأنفعها في فروع الحنفية ولذا تصدى له كبار العلماء بتشريحه وتبيينه وتوضيحه حتى إن صاحب الهداية العلامة المرغيناني يقول في مقدمة كتابه: بداية المبتدى (متن الهداية):

قال أبو الحسن على بن أبى بكر بن عبد الجليل: كان يخطر ببالى عند ابتداء حالى أن يكون كتاب فى الفقه فيه من كل نوع صغير الحجم كبير الرسم، وحيث وقع الاتفاق بتطواف الطرق، وجدت المختصر المنسوب إلى القدورى أجمل كتاب فى أحسن إيجاز وإعجاب، ورأيت كبراء الدهر يرغبون الصغير والكبير فى حفظ الجامع الصغير، فهمت أن أجمع بينهما، ولا أتجاوز فيه عنهما إلا ما دعت الضرورة إليه، وسميته بداية المبتدئ، ولو وقفت لشرحه سميته بـ كفاية المنتهى - انتهى - وقد وفق لشرحه، وسماه الهداية .

ويقول العلامة الميداني في بداية اللباب (١):

إن الكتاب المبارك للإمام القدورى قد شاعت بركته حتى صارت كالعلم الضروري، ولذا عكفت الطلبة على تفهمه وتفهيمه، وازد حموا على تعلمه وتعليمه، وكنت عن عكف عليه الأيام الكثيرة الخ.

وهو أول كتاب يدرس لطلبة الفقه الإسلامي في الهند وباكستان وهو من

<sup>(</sup>١) "اللباب في شرح الكتاب" ص٢٩.

المتون الأربعة المشهورة التي هي:

۱- مختصر القدوري للإمام أحمد بن محمد بن أحمد أبي الحسين البغدادي القدوري المتوفي سنة ۲۸ عه.

٢- كنز الدقائق لأبى البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى المتوفى سنة ١٠ ٧هـ.

٣- الوقاية للإمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله العبادي المحبوبي البخاري المتوفي سنة ٧٤٧هـ.

٤- المختار لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود الموصلي المتوفى
 سنة ٦٨٣هـ.

وبعضهم عدوا منها كتاب : مجمع البحرين لمظفر الدين أحمد بن على البغدادي المتوفى سنة ٦٩٤هـ.

وعلماء الأمة اعتبروا هذه المتون واعتمدوا عليها لما علموا من جلالة مؤلفيها والتزامهم إيراد مسائل معتمد عليها . ولهذا قال الفقهاء إن ما في المتون مقدم على ما في الشروح ، ومافى الشروح مقدم على ما في الفتاوى .

ولم يريدوا بالمتون كل المتون بل المتون التي مصنفوها مميّزون بين الراجح والمرجوح والمقبول والمردود والقوى والضعيف، فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبول والقوى.

وقد ذكر العلامة اللكنوى في مقدمة عمدة الرعاية (١): وما اشتهر أن المتون موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل ظاهر الرواية هذا حكم غالبي لا كلى فإنه كثيرا ما يذكر أرباب المتون مسألة هي من تخريجات المشايخ المتقدمين.

تلقى هذا المختصر من علماء الأمة الإسلامية وطلابها قبولا عاما منذ زمن تأليفها وأكبوا عليه درسا وقراءة وحفظا وشرحا ونظما . كما ذكر العلامة اللكنوى في الفوائد البهية في ترجمة عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن بن على قاضى القضاة التفهني المتوفى سنة ٨٣٥هـ أنه كان حافظا لمختصر القدوري .

<sup>(</sup>١) مقدمة عمدة الرعاية بشرح الوقاية ص١٠.

والناس كانوا يهتمون باقتناء هذا الكتاب العظيم حتى روى في الفوائد البهية (۱) في ترجمة إلياس بن إبراهيم أنه كان فاضلا حديد الطبع شديد الذكاء سريع الكتابة، كتب مختصر القدوري في يوم واحد.

وكما روى فيه (٢) في ترجمة محمد بن مصطفى بن زكريا خواجه حسن فخر الدين التركى، وكان شيخًا فاضلا أديبًا، له اليد الطولى في النظم والإنشاء، أنه نظم مختصر القدوري نظمًا حسنًا.

وذكر أن لفظ "الكتاب" إذا أطلق في علم النحو فيراد به كتاب سيبويه، وإذا أطلق في علم الأدب فيراد به "الكامل" للمبرد، وإذا أطلق في علم الفقه فيراد به مختصر القدوري(").

ويظهر من هذه الأمثال ما لهذا الكتاب القدر والمرتبة العليا في نظر أهل العلم، وفيما يلى نذكر أسماء بعض أهل العلم من المتقدمين الذين قاموا بشرح هذا الكتاب.

### شراح مختصر القدورى:

منهم: أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الفقيه المعروف بـ الأقطع ، تفقه على أبى الحسين أحمد القدورى، وبرع فى الفقه، وأتقن الحساب، سكن بغداد بدرب أبى يزيد، ودرس الفقه، وخرج من بغداد سنة ثلاثين وأربعمائة إلى الأهواز، وأقام برامهرمز، وشرح مختصر القدورى، مات سنة أربع وسبعين وأربعمائة.

ومنهم: عبد الرب المنصور أبو المعالي، المتوفى سنة • • ٥ شرح مختصر القدوري.

ومنهم: محمد بن أحمد أبو المعالى المتوفى في أواخر القرن السادس، شرح

<sup>(</sup>١) راجع الفوائد البهية ص٦٥.

<sup>(</sup>٢) راجع الفوائد البهية ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) كما ذكره العلامة الميداني في بداية شرحه: "اللباب في شرح الكتاب" ص٢٩.

مختصر القدوري باسم "زاد الفقهاء".

ومنهم: ركن الأئمة الصباغى، إمام كبير، له مشاركة تامة فى العلوم، أخذ عنه جماعة، منهم نجم الدين مختار الزاهدى، صاحب "القنية"، له شرح مختصر القدورى.

قال العلامة اللكنوي (١٠): ذكر صاحب "الكشف" عند ذكر شراح مختصر القدورى أن اسمه عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن على الصباغى أبو المكارم المديني، تفقّه على أبي اليسر البزدوى -انتهى-.

ومنهم: على بن أحمد بن مكى حسام الدين الرازى، فقيه فاضل، له تصانيف: منها: خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل، وهو كتاب وضعه شرحًا لمختصر القدورى، وعن ابن عساكر قدم حسام الدين دمشق وسكنها، وكان يدرس ويفتى على مذهب أبى حنيفة، توفى سنة ثمان وتسعين وخمسمائة.

ومنهم: أحمد بن مظفر شمس الأئمة الكردري المتوفى سنة ٦٤٢ هـ شرح باسم "المجتبى".

قال العلامة اللكنوي(٢): ذكر القارى أن له سلوة الهموم جمعه، وقد مات له ولد، وقال: وضع كتابًا نفيسًا على مختصر القدورى، سمّاه خلاصة الدلائل، قال صاحب الجواهر المضيئة الشيخ عبد القادر القرشى: هو كتابى الذى حفظته في الفقه، وخرّجت أحاديثه في مجلد ضخم، ووضعت عليه شرحًا، وصلت فيه إلى كتاب الشركة حين كتابتي لهذه الترجمة في يوم الجمعة سنة تسع وخمسين وسبعمائة.

ومنهم: محمد بن رسول بن يونس أحد شراح مختصر القدوري، سمى شرحه بالبيان في شرح المختصر.

ومنهم: محمود بن رمضان أبو عبد الله الرومي أحد شراح مختصر القدوري، سمّاه الينابيع.

<sup>(</sup>١) راجع الفوائد البهية ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) راجع الفوائد البهية ص١٥٣.

ومنهم: مختار بن محمود بن محمد أبو الرجاء نجم الدين الزاهدى الغزمينى نسبة إلى غزمين -بفتح الغين المعجمة وسكون الزاى المعجمة ثم الميم المكسورة ثم الياء التحتانية المثناة الساكنة ثم النون - قصبة من قصبات خوارزم، كان من كبار الأئمة وأعيان الفقهاء عالمًا كاملا، له اليد الباسطة في الخلاف والمذهب والباع الطويل في الكلام والمناظرة، وله التصانيف التي سارت بها الركبان: منها: شرح مختصر القدوري شرح نفيس نافع، وتحفة المنية لتتميم الغنية، استصفاها من "البحر المحيط" للبديع القزويني، وكتاب الحاوي والرسالة الناصرية.

ومنهم: المطهر بن الحسين بن سعد بن على بن بندار أبو سعد قاضى القضاة جمال الدين اليزدى، جليل القدر كبير المحل، أوحد الزمان، له شرح الجامع الصغير الذى رتبه الزعفراني في مجلدين، سمّاه التهذيب، ولخّص مشكل الآثار للطحاوى، واختصر النوادر لأبي الليث، وله الفتاوى وشرح القدورى المسمى بـ اللباب .

ومنهم: يوسف بن عمر بن يوسف الصوفى، صاحب "جامع المضمرات" شرح "مختصر القدورى" شيخ كبير وعالم نحرير، جمع علمي الحقيقة والشريعة، وهو أستاذ فضل الله صاحب الفتاوى الصوفية.

ومنهم: الإمام أبو بكر بن على الحدادي المتوفى في حدود سنة ٠٠٠ شرح مختصر القدوري باسم "الجوهرة النيرة "واختصره من "السراج الوهاح".

ومنهم: العلامة قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة ٩٧٩هـ كتب الترجيح والتصحيح على القدورى.

ومنهم: الشيخ الفاضل عبد الغنى بن طالب الغنيمي الميداني المتوفى سنة ١٢٩٨هـ شرح مختصر القدوري باسم "اللباب في شرح الكتاب".

#### عملنا في هذه الطبعة:

فقد سبق أن أصدرنا طبعة حديثة من كتاب الهداية للإمام المرغيناني رحمه الله تعالى مع التعليقات عليه للعلامة الفقيه المحدث أبى الحسنات محمد عبد الحي

اللكنوى رحمه الله تعالى، والحمد لله أن هذه الطبعة قدحظيت بالقبول من العلماء والطلاب في المدارس الدينية والجامعات العلمية لما أن هذا الكتاب القيم مقرر في المناهج الدراسية التابعة للنظام التعليمي في باكستان والهند المعروف بالدرس النظامي.

وبعد إخراج كتاب الهداية طلب منا كثير من الأساتذة و الطلاب أن نستمر عثل هذا العمل على الكتب الأخرى المقررة في المنهج الدرسي المطبوعة قديما بالخط اليدوى الذي يصعب قرائته والاستفادة منه.

فلبينا هذا الطلب وبدأنا بالعمل على مختصر القدورى مع حاشيته النافعة القيمة الجامعة للشروح والحواشى المسمى بـ "المعتصر الضروري" لمولانا محمد سليمان رحمه الله تعالى (١) الذى هو بين أيديكم الآن.

وعملنا فيه ينحصر فيما يلي:

 ضبط الكتاب من أوله إلى آخره مراعيا لقواعد الإملاء وعلامات الترقيم .

تشكيل العبارة بالإعراب .

نقل التعليقات الصغيرة من بين السطور إلى الحواشى السفلية إما برقم
 مستقل وإما أدر جناها في التعليقات بين المعقوفتين [].

\* تصحيح الأغلاط الفاحشة الواقعة في المتن والحواشي كليهما، التي توجد في الطبعات الهندية والباكستانية السابقة ، صححناها بعد المراجعة إلى المآخذ مثل: فتح القدير لابن الهمام، والبناية للعلامة العيني، والكفاية والعناية وغيرها من شروح الهداية والجوهرة النيرة واللباب للميداني من شروح مختصر القدوري.

\* ذكر عنوان الكتب الفقهية في رأس الصفحات.

\* إضافة مقدمة حاوية على المباحث المهمة المتعلقة بعلم الفقه والكتاب

<sup>(</sup>۱) اسم مؤلف "المعتصر الضروري" غير مذكور في الطبعات القديمة الهندية و لا في أوائله وأواخره، كما هو دأب بعض الأتقياء أنهم لايحبون إظهار اسمهم واشتهار نفسهم تجنبا عن السمعة والرياء، وإنما اطلعنا على اسم هذا العالم من بعض التعليقات جاء في آخرها اسمه وهي يسيرة لاتزيد على عشرة في جميع الكتاب.

وصاحب الكتاب.

والله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله، وخاصة لإكمال مشاريعنا من إخراج الموسوعة الفقهية النادرة "المحيط البرهاني" وكنز الدقائق والتفسير المظهري، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم، مقبو لا عنده، وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله لنا صدقة جارية، وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذريّاتنا وإخواننا إسلامنا وإيماننا به حتى نلقاه وهو راضٍ عنا، وأن يرحمنا ويرحم والدينا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات، إنه أرحم الراحمين.

كتبه نعيم أشرف نورأحمد عفا الله عنه

> كراتشي ٥ من صفر الخير سنة ١٤٢٢هـ



## 

#### اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ (٢)، وَالعَاقِبَةُ (٣) لِلمُتَّقِينَ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ (١) عَلى رَسُولِه مُحَمَّدِ (٥)

(١) قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم" افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام: "كُلُّ أُمرٍ ذِي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر"، والباء تأتى لمعان، أي للإلصاق والاستعانة والتبرك وغير ذلك، وهذه الثلاثة مناسبة لذلك المقام، لأنه مقام الاستعانة والتبرك والإلصاق.

المتعلق لها إما الفعل كما هو مذهب الكوفيين، أو المصدر كما هو مذهب البصريين، ويقدر لها الفعل الذي وقعت البسملة في أوله، مثلا إذا كان الفعل من قبيل الشرب والأكل، يقدر بعدها أو أولها على اختلاف العلماء، شربت باسم الله وأكلت باسم الله، أو شربي باسم الله، وأكلى باسم الله، وقس عليه العكس، وعند الزمخشري تقديره باسم الله أقوأ، وقدم الفعل في ﴿إقرأ باسم رَبكَ﴾ الآية لأن المقصود بالذات ههنا القراءة.

والاسم مشتق من السمو بمعنى العُلو، أو من الوسم بمعنى العلامة، والله هو المستحق للعبادة، وهو علم غير مشتق، وحكى هذا القول عن جماعة منهم الأئمة الشافعي ومحمد بن الحسن وإمام الحرمين، وقيل هو مشتق من اله -بكسر اللام أو بفتحها - وهو مشتركة في العبادة والسكون والتحير والفزع، لأن خلقه يعبدونه ويسكنون إليه، ويتحيرون فيه، ويفزعون إليه، فأصل هذا اللفظ الشريف حينئذ آله كإمام أدخلت عليه الألف واللام للتعريف، ثم حذفت الهمزة تخفيفًا مع الحركة، ثم أسكنت اللام الأولى وأدغمت في الثانية، تسهيلا، وهو علم للذات الواجب الوجود، الجامع لجميع الصفات الكمالية.

والرحمن والرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة. والرحمن أبلغ من الرحيم، وهو خاص به تعالى ؛ لأنه صفة لمن وسعت رحمته كل شيء، ومن لم يكن كذلك لا يسمى رحمانًا، ولهذا لا يثنى ولا يجمع، وأما الرحيم فإنه يطلق على غير الله سبحانه أيضًا، وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال: "من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشرة، فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يجعل الله له بكل حرف منها حجة من كل واحد منهم، وجاء أيضًا في فضلها روايات أخر. (ملخص الحواشى)

(٢) قوله: "الحمد لله [اللام للاختصاص، أى الحمد مختص بالله تعالى]. . . إلخ " الحمد هو الثناء باللسان على قصد التعظيم سواء تعلق بالنعمة أو بغيرها، والشكر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعماً، سواء كان باللسان أو بالجنان أو بالأركان، فمورد الحمد لا يكون إلا اللسان، ومتعلقه يكون النعمة وغيرها، ومتعلق الشكر لا يكون إلا النعمة، ومورده يكون اللسان وغيره، فالحمد أهم من الشكر باعتبار المتعلق، وأخص باعتبار المورد، والشكر بالعكس. (مختصر المعاني)

أما المدح فاختلف النحاة في أنه مقلوب الحمد أو لا، ويعزى الأول لابن الأنباري، وأما المعنى فقال الزمخشرى: الحمد والمدح أخوان، لا يريد أنهما متشابهان غير مترادفين، كما توهمه الطيبي، بل يريد ترادفهما، لأنه صرح بذلك في "الفائق"، فقال: الحمد هو المدح، وفرّق السهيلي بينهما بأن الحمد يشترط صدوره عن علم لا ظن، وأن تكون الصفات المحمودة صفات كمال، والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة، وإن كان فيها

نقص ما انتهى. (دروس الأفراح شرح تلخيص الفتاح)

واللام فيه للجنس، أو للاستغراق، أو للعهد الخارجي، أو الذهني، والحمد إما المصدر المعلوم أو المجهول، أو المقدر المشترك بينهما، فالحاصل من ضرب الثلاثة في الأربعة اثنا عشر احتمالا، ولم يذهب أحد إلى كون اللام للعهد الخارجي، إذ كون الفرد المعين للحمد في الخارج مختصاً بالله تعالى يوهم أن غير ذلك الفرد ليس مختصاً به، ويجوز أن تكون للعهد الذهني، أي الحمد المعهود الذي حمد الله به نفسه، وحمده به أنبياءه.

واختار ملا مسكين في "شرح كنز الدقائق" اللام للجنس، لأن أصل لام التعريف على المصادر أن تكون للجنس، وذهب الجمهور إلى أنها للاستغراق، ورجح في حاشية المطول الجنس على الاستغراق، لأن المجنس لا يحتاج إلى معونة المقام بخلاف الاستغراق لأن الحمل عليه محتاج إلى أن يستعان فيه من المقام، ولأن اختصاص الجنس يستلزم اختصاص جميع الأفراد، فلا حاجة إلى الحمل على الاستغراق المحتاج إلى القرينة الحالية، وعلى كل فالعبارة دالة على الختصاصه تعالى بجميع المحامد أما على الاستغراق فبالمطابقة، وأما على الحنس فبالالتزاد. (فتح المعين وغيره)

والله علم على ذات واجب الوجود المستحق لكل كمال ولذا علق به الحمد لثلا يتوهم استحقاق الحمد لو علق بوصف كالرازق مثلا بجهة ذلك الوصف فتضمن الكلام الاستحقاق الذاتي، انتهى من مواهب المفتاح. ووصف الجلالة بالرب لأن المكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها، فهي مفتقرة إلى المبقى حال بقاءها. (من البيضاوي)

واللام في لفظ الجلالة للاختصاص، أو للملك فالمعنى على التقدير الأول أن جنس الحمد مختص بالله المستجمع لجميع الصفات المستحق لجميع المحامد، وعلى الثاني أن جنس الحمد ملك لله تعالى، لأن الحمد من أفعال العباد، وهم بمنزلة المكاتبين، فكانت منافعهم مملوكة لهم ظاهرًا وهي في الحقيقة لله تعالى. (الفتح وغيره)

(٣) أي حسن العاقبة، واللام عوض عن المضاف.

(3) قوله: "والصلاة والسلام" أتى بالصلاة والسلام كليهما اقتداء بالقرآن العظيم: ﴿يَا آيّهَ الّذينَ آمَنُوا صَلّوا عَلَيه وَسَلّمُوا تَسليمًا ﴾. إن قلت: الصلاة بمعنى الدعاء، والدعاء إذا عدى بعلى يكون مستعملاً بمعنى الشر، يقال: دعا له في الخير، ودعا عليه في الشر، فكيف تصح تعدية الصلاة بعلى ؟ قلت: إن ما ذكرت في الشر، يقال: دعا له في الحياة فلا نسلم، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيه ﴾ الآية، وإلى صيغ الصلاة في روايات الأحاديث: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والوجه في ذلك أن الصلاة وإن كانت مترادفة للدعاء، لكن لا يجب أن يكون المتعمل بعلى تكون بمعنى الرحمة والخير، (من عمدة الرعاية") استعمل بعلى تكون بمعنى الرحمة والخير. (من عمدة الرعاية")

ولفظ الصلاة في الأصل اسم من التصلية، ثم استعمل بمعنى الدعاء في الخير، وهو من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء يعنى طلب الرحمة من الله لنبيه، وبمعنى مشترك فيه أي التبجيل والتعظيم والرحمة والاستغفار والدعاء أفراد للصلاة لا أنه مشترك لفظى موضوع بأوضاع متعددة لمعان متغايرة كلفظة عين، وحينتلد سقط ما أورد على الآية الشريفة ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتُه يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيْهَا الذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيه وَسَلَمُوا تَسليماً ﴾ من استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد، لأنه ليس بمشترك. (فتح المعين)

قال الخازرنجي: اشتقاق الصلاة من الصلا وهي النار من قولهم: صليت العصا إذا قوّمتها بالصلاة، فالمصلي يسعى في تعديل باطنه وظاهره مثل من يحاول تقويم الخشبة بعرضها على النار. (ك)

(٥) قوله: "على رسوله . . . إلخ" إنما اختار لفظ الرسول على لفظ النبي لما اشتهر من أن الرسول خاص والنبي عام، فإنه يشترط في الرسول أن يكون معه كتاب جديد وشريعة متجددة، ولا كذلك النبي، ففي الرسول

وَآله وَأصحابه أجمعين (١).

قَالَ الشّيخُ الإمَامُ الأجَلُّ الزاهِدُ أَبُو الْحَسَنِ بنُ أَحمدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرَ البَغدَ ادِيّ الْمُعرُوفُ بـ القُدُوريّ (٢) :

من العظمة والفخامة ما ليس في النبي، وحذف كلمة على من بين رسوله وآله وأصحابه لشدة الامتزاج بين الرسول ﷺ وبين آله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين إلى يوم الدين . (عمدة الرعاية)

الرسول بمعنى المرسل واشتهر استعماله بمن له كتاب من النبيين وهو إنسان حر ذكر أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه، فلا يكون من الجن والرقيق والإناث رسول على الصحيح، والنبي أعم منه وهو إنسان حر ذكر أوحى إليه بشرع أمر بتبليغه أولا. (فتح المعين)

(١) قوله: "وآله... إلخ" أصل الآل أهل ، بدليل أهيل هذا على المشهور ، والتحقيق أن الآل ليس ببدل من الأهل ، لأنه سمع أويل أيضًا ، خص استعماله في الأشراف وأولى الخطر سواء كان شرفه في الدنيا كما لفرعون أو في العقبى ، سواء كان في الدنيا أو لا ، كما لنبينا علي وغيره من الأنبياء عليهم السلام ، فلا يقال : أل الحجام ، كما يقال : أهله وآل النبي علي بنو هاشم ووارثه فاطمة خاصة كما رواه النووى ، وقيل : هم الاتقياء ، لقوله عليه السلام : "كل تقي فهو من آلى" .

والصحابي من آمن بالنبي ﷺ ورآه وصَحِبه، ومات على الإسلام رضي الله عنهم أجمعين في كل حين. (ملخص الحواشي)

(۲) قوله: "أبو الحسن... إلخ" هكذا وجدنا في جميع النسخ الموجودة عندنا، والصحيح هو أبو الحسين كما استفيد من "تاريخ ابن خلكان" و "مدينة العلوم" و "أنساب السمعاني"، أخذ الفقه عن أبي عبد الله الفقيه محمد بن يحيى الجرجاني عن أحمد الجصاص عن عبيد الله أبي الحسن الكرخي عن أبي سعيد البردعي عن موسى الرازي عن محمد، كان ثقة صدوقًا، انتهت إليه الرياسة الحنفية في زمانه، ولد في سنة ٣٦٦، ومات في رجب سنة ٨٤٨، كذا في "الفوائد البهية"، وذكر أيضًا في عمدة الرعاية": القدوري هو أبو الحسين أحمد بن محمد ابن جعفر بن حمدان الفقيه القدوري، نسبته إلى قُدور -بالضم- اسم قرية ببغداد، أو هو نسبة لبيع القدور، جمع قدر -بالكسر- تفقه على أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني، وروى الحديث وكان صدوقًا ثقة، روى عنه الحافظ الخطيب البغدادي المحدث وغيره، ألف المختصر المشهور، والتجريد سبعة أسفار في الخلافيات بين الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله، ذكر فيه المسائل مع أدلتها، والتقريب في الخلافيات المجردة عن الدلائل، وشرح مختصر الكرخي وغير ذلك، وكانت ولادته سنة اثنتين وستين وثلاث مائة، ووفاته سنة ثمان وعشرين وأربعمائة في رجب، كذا في "كتاب الأنساب" و "مدينة العلوم"، ومن شروح المختصر القدوري: الأقطع، وألمجتبي، وجامع المضمرات، والجوهرة النيرة، والفاتح، وغير ذلك، و"الهداية" أيضًا كالشرح له. (ملخص الحواشي)

### كِتابُ الطَّهَارَةِ (١)

#### قَالَ اللهُ تَعَالَى (٢): ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصَّلاة فَاغْسلُوا وُجُوهَكُم (٢)

(۱) قوله: "كتاب [الإضافة لامية] الطهارة "هو مركب إضافي خبر لمبتدأ محذوف، تقديره وهذا كتاب الطهارة، ويجوز نصبه على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره هاك أو خذ كتاب الطهارة، وحدّه لقبا موقوف على معرفة مفرديه، فاعلم أن الكتاب مصدر ككتابة وكتبة، ومعناه لغة الجمع، وهو ضم شيء إلى شيء، ومنه الكتيبة للجيش المجتمع، يقال: كتبت الخيل، أي جمعت ومنه الكتابة، وهي جمع الحروف بعضها إلى بعض، ثم أطلق على المكتوب، كقوله تعالى: ﴿ذلك الكتّابُ لا رَيبَ فِيه ﴾، وعرفًا: جمع مسائل مستقلة، أي ألفاظ مخصوصة دالة على مسائل مجموعة، وهذا هو المختار، كما قال الحموى، قال في "عمدة الرعاية": قد جرت عادة أكثر دالم عني بذكر مقاصدهم بعنوان الكتاب والباب والغصل، فالكتاب عندهم عبارة عن طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة شملت أنواعا أو لم تشمل.

وقولنا: اعتبرت مستقلة أي مع قطع النظر عن تبعية غيرها لها، أو تبعيتها لغيرها، فيدخل فيه كتاب الطهارة وإن كانت مسائلها تابعة للصلاة، وكذلك كتاب الصلاة وإن كان مستتبعًا، وقولنا: شملت أنواعًا أو لم تشمل يشمل كتاب اللقطة وكتاب المفقود ونحوهما مما ليست تحته أنواع، فإن كانت تحته أنواع فكل نوع يسمى بالبب والأشخاص المندرجة تحت النوع تسمى بالفصول -انتهى-.

أما الطهارة فهي -بالفتح- النظافة، و-بالكسر- الآلة، وبالضم فضل ما يتطهر به، وبمعنى ما يتطهر به من الماء ونحوه، واصطلاحًا: نظافة المحل عن النجاسة الحقيقية والحكمية، ثم إن المصنف اكتفى بلفظ الواحد مع كثرة أنواع الطهارة مثل طهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة البدن وغيرها لكونها مصدرًا، وأصله أن لا يثنى ولا يجمع، لأنه جنس يشمل جميع الأنواع والأفراد مع كونه اخصر في العبارة، ثم العلة في تقديم كتاب الطهارة على سائر الكتب مع أن الصلاة عماد الدين، وأعظم أركان الإسلام بعد الإيمان، فكانت أحق بالتقديم؛ لأن الطهارة شرطها، والشرط مقدم على المشروط، ثم اختصت الطهارة بالبداءة من بين سائر الشروط لأنها أهم من غيرها، ولأنها لا تسقط بعذر من الأعذار غالبًا، ثم قدم بيان الوضوء الذي هو طهارة صغرى على الغسل الذي هو طهارة كبرى إما اقتداء بالكتاب العزيز، وإما باعتبار شدة الاحتياج. (من "الفتح" وغيره)

(٢) قوله: "قال الله تعالى: ﴿يَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا إذا قُمتُم [أَى أُردَمَ وأنتم محدثون] إلَى الصّلاة . . . ﴾ الآية بدأ بها تبركا ودليلاً على وجوبه، أى الوضوء، وفي الآية إضمار الحدث أى إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، وإنما قال في الوضوء: ﴿إذا قُمتُم﴾ وفي الجنابة: ﴿وَإِن كُنتُم﴾ لأن "إذا" تدخل على أمر كائن منتظر لا محالة، و"إن "تدخل على أمر ربما كان، وربما لا يكون، والقيام إلى الصلاة ملازم، والجنابة ليست بملازمة، فإنها قد وجد، وقد لا توجد. (الجوهرة النيرة)

فإن قيل: آية الوضوء مدنية بالاتفاق، والصلاة فرضت بمكة، فيلزم كون الصلاة بلا وضوء إلى حين نزولها، قلنا: لا يلزم، لأنه يجوز أن يثبت بالوحى الغير المتلو، أو الأخذ من الشرائع السابقة، كما روى أنه عليه السلام حين توضأ ثلاثًا ثلاثًا ثلاثًا قال: «هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي». (الفتح وغيره)

(٣) قوله: "فاغسلوا وجوهكم" الغسل هو الإسالة، وحد الإسالة أن يتقاطر الماء، ولو قطرة أو قطرتين، وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضًا، حتى إنه يجب غسل البياض الذي بين العذار والأذن عندهما، وعند أبي يوسف: لا يجب. (من "الجوهرة" مع زيادة)

ولو ترك غسل البياض الذي بين العذار وشحمة الأذن لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وعليه الفتوى، وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يسقط غسل ذلك، بالاختصار من "الفتاوي السراجية، والبياض الذي

# وَأَيْدِيَكُم (١) إِلَى (٢) الْمَرَافِقِ (٣) وَامْسَحُوا (١) بِرُءُوْسِكُم وَأَرجُلَكُم (٥) إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾، فَفَرضُ

بين العذار وبين شحمتي الأذن يجب غسله عند الوضوء، هكذا ذكر الطحاوي في كتابه، قال: هو الصحيح وعليه أكثر مشايخنا، كذا في "الذخيرة". (العالمگيري)

- (١) قوله: "وأيديكم إلى المرافق" أى مع المرافق، وواحدها مرفق -بكسر الميم وفتح الفاء- وعكسه المفصل -بفتح الميم وكسر الصاد- والسنة أن يبدأ في غسل الذراعين من الأصابع إلى المرافق، فإن عكس جاز، كذا في الخجندي، ويجب غسل ما كان مركبًا على أعضاء الوضوء من الأصابع الزائدة والكف الزائد، فإن تلف العضو غسل ما يحاذي الفرض، ولا يلزمه غسل ما فوقه، كذا في "الينابيع". (الجوهرة)
  - (٢) إلى بمعنى مع .
  - (٣) جمع مرفق بمعنى أنج.
- (3) قوله: "وامسحوا برؤوسكم" المسح هو الإصابة فلو كان شعره طويلا فيمسح عليه إن كان من تحت أذنه لا يجوز، وإن كان من فوقها جاز، وإن كان بعض رأسه محلوقا، فمسح على غير المحلوق جاز، وإن أصاب رأسه ماء المطر أجزأه عن المسح، سواء مسحه أو لا، وإن مسح رأسه، ثم حلقه لم يجب عليه إعادة المسح، وإن مسح رأسه بماء أخذه من لحيته لم يجز، لأنه مستعمل، وإن مسحه ببلل في كفه لم يستعمله جاز، كذا في الفتاوى. (الجوهرة النيرة)
- (٥) قوله: "وأرجلكم . . . إلخ" قرأ نافع وابن عامر والكسائى ويعقوب وحفص بنصب اللام ، وقرأ الآخرون بجرها ، أما القراءة الأولى فتفيد بظاهرها افتراض غسل الرجلين ، لأن أرجلكم حينئذ معطوف على وجوهكم ، ويحتمل إفادة المسح بأن يكون معطوفًا على محل "رؤوسكم" ، والثانية بظاهرها تفيد المسح ؛ لكونه حينئذ معطوفًا على رؤوسكم ، و يحتمل إفادة الغسل ، بأن يكون حينئذ أيضًا معطوفًا على الوجوه ، والجر للجوار ، ومن ههنا اختلف المذاهب فيه ، وقد دلت الأحاديث بالطرق المتكاثرة على افتراض الغسل ، وعدم إجزاء المسح ، وهو الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة ، ومن شذ عن الجماعة شذ في الضلالة ، والتفصيل في "السعاية" و "عمدة الرعاية" لمولوى عبد الحيي نور الله مرقده .

فإن قيل: قراءة الجرفى "أرجلكم" متواترة، ومقتضى الجمع بين القراء تين إما تخيير بين الغسل والمسح، كما قال به الشيعة، أو يحمل النصب على حالة التحفى والجرعلى حالة التخفف، كما قال به بعضهم، قلنا: قراءة الجرظاهرها متروك بالإجماع، لأن من قال بالمسح لم يجعله مغيّا بالكعبين، فيكون الجربالجوار، كما في جحر ضب خرب، ونظائره كثيرة في القرآن والشعر، وغسل الرجلين ثبت لنا بحديث عبد الله بن عمر، قال: رجعنا مع رسول الله على من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء في الطريق، فجعل قوم عند العصر، فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله على " «ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء"، رواه مسلم، وبحديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: "إن القطع أحب إلى من أن أمسح على القدمين من غير خفين"، فعلم أن القول بالمسح على الرجل العارى تفسق. (الفتح)

وفي "الكشاف": لما كانت الأرجل تغسل لصب الماء، وذلك مظنة الإسراف المذموم، عطفت على الممسوح لا لتمسح ولكن للتنبيه على وجوب الاقتصار - انتهى-.

وذهب ابن الحاجب إلى أنه عطف على الممسوح بتقدير فعل يناسب التحديد إلى الكعبين، أي اغسلوا إلى الكعبين، لأن المسح لا تحديد فيه، وهكذا قول ابن المبرد.

وقال الشافعي: إن النصب لإثبات غسل الأرجل، والجر لإثبات جواز المسح على الخفين وعليه المحققون، منهم السيوطي حتى قال: إن أحسن الأقوال في الآية ما قاله الشافعي، واستحسنه ابن الجوزي أيضًا في كتابه،

## الطَهَارَة (١): غَسلُ الأعْضَاء التَّلاتَة (٢)، ومَسحُ الرّأسِ (٣)، والمِرفَقَانِ (١) والكَعبَان (٥) تَد خُلانِ فِي

وروى عن الإمام محمد باقر عن زين العابدين عن الحسن بن على عن على رضى الله عنهم أنه توضأ وغسل رجليه، فقال: أحببت أن أريكم كيف كان وضوء رسول الله على عن الحارث عن على قال: قال رسول الله على الغسلوا القدمين كما أمرتم»، وما سوى هذين الحديثين نقل عن على رضى الله عنه في الصحاح أحاديث غسل الرجلين من شاء فليرجع إليها، وإنما ذكر المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية لأن ما كان واحدًا من واحد فتثنيته بلفظ الجمع، ومنه قوله تعالى: ﴿فَقَد صَغَت قُلُوبُكُما ﴾ ولم يقل: قلباكما، وما كان اثنين من واحد فتثنيته بلفظ التثنية، فلما قال: إلى الكعبين، علم أن المراد من كل رجل كعبان. (من "الجوهرة" وغيرها)

(۱) قوله: "ففرض الطهارة [أى الوضوء]" و الفرض في اللغة: هو القطع والتقدير، قال الله تعالى: ﴿ سُورَةٌ انزَلْنَاهَا وَفَرَضَنَاهَا ﴾ أى وقدرناها وقطعنا الأحكام فيها قطعًا، وفي الشرع: عبارة عسن حكم مقدر لا يحتمل زيادة و لا نقصائًا، ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، كالكتاب والخبر المتواتر حتى إنه يكفّر جاحده، ويقال: فرض القاضي النفقة أي قدرها. (الجوهرة النيرة)

المراد بالفرض ههنا ما لابد منه في الوضوء من حيث كونه ركنًا لا ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه على ما يفهم من "البناية" و "ذخيرة العقبي" وغيرهما، فإن غسل الرجلين وغسل اليدين مع المرفقين ومسح ربع الرأس ليس كذلك، وإلا يلزم أن يكون منكره كافرًا ولم يقل به أحد. (عمدة الرعاية لحل شرح الوقاية)

الفرض ههنا بمعنى المفروض، كقوله تعالى: ﴿هذَا خَلَقُ اللهِ ﴾ أى مخلوقه، وفي بعض النسخ ففرض الوضوء وهو الأولى ليتوافق بالآية، اللهم إلا أن يقال: ذكر الطهارة وأراد الوضوء من قبيل ذكر العام وإرادة الخاص بمعونة المقام. من "الفاتح" مع الزيادة والنقصان.

(٢) قوله: "الغسل [هو إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر] الأعضاء الثلاثة" يعنى الوجه واليدين والقدمين، سماها ثلاثة وهي خمسة؛ لأن اليدين والرجلين جعلا في الحكم بمنزلة عضو واحد، كما في الدية. (من "الجوهرة النيرة")

الغَسل -بالفتح-: إزالة الوسخ عن الشيء بإجراء الماء عليه، و-بالضم-: اسم لغسل تمام الجسد، وللماء الذي يغسل به، و-بالكسر-: ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه. وشرعًا: هو الإسالة ، وحد الإسالة أن يتقاطر الماء ولو قطرة أو قطرتين -انتهى-. (الفتح وغيره)

فإن قلت: الأعضاء أكثر من الثلاثة؟ قلت: الأشياء المتفرقة إذا دخلت تحت خطاب واحد تصير كشىء واحد، ألا ترى أن جميع البدن لما دخل تحت خطاب واحد في باب الغسل، صار كعضو واحد، حتى جاز نقل البلة من عضو إلى عضو، وإنما لم يجز نقل البلة في باب الوضوء من إحدى اليدين إلى الأخرى، وكذا من إحدى الرجلين إلى الأخرى لأن الأعضاء مختلفة حقيقة وعرفًا، أما حقيقة فظاهر، وأما عرفًا فلأنها لا تغسل بحرة واحدة وعضو واحد حكمًا نظرًا إلى تحت خطاب واحد، فيعارض الاختلاف الحقيقي مع اتحاد الحكمى، فترجع الاختلاف بالعرف، كذا في "التاجية".

هذا في الوضوء، وأما في الغسل فالأعضاء كلها في حكم عضو واحد عرفًا وحكمًا. (من "الفاتح" مع الزيادة)

ويجب غسل ما كان مركبًا على أعضاء الوضوء من الأصابع الزائدة والكف الزائد، فإن تلف العضو غسل ما يحاذى الفرض، ولا يلزمه غسل ما فوقه، كذا في "الينابيع". وفي الفتوى: العجين في الظفر بينع تمام الطهارة والوسخ والدرن لا يمنع، وكذا التراب والطين فيه لا يمنع، والخضاب إذا تجسد يمنع، كذا في "الذخيرة"، وقشرة القرفة إذا ارتفعت، ولم يصل الماء إلى ما تحتها لا يمنع، كذا في "الجوهرة النيرة".

#### فَرض الغَسل عندَ عُلَمَاءنَا الثَلاثَة (¹)خلافًا لزُفَرَ، وَالْمَفرُوضُ في مَسح الـرأس <sup>(٢)</sup>مقد ارُ

(٣) قوله: `ومسح الرأس إنما أخره لأنه ممسوح، والأعضاء مغسولة، فلما كانت متفقة في الغسل جمع بينها في الخذكر . "الجوهرة النيرة"

(٤) قوله: والمرفقان والكعبان تدخلان في الغسل" لقوله تعالى: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ ولقوله تعالى: ﴿إِلَى الْكَعَبَين﴾ وكلمة إلى كما تستعمل للغاية تستعمل بمعنى مع، فإذا احتملت لا تبقى حجة لزفر رحمه الله، ووجب القول بوجوب الغسل احتياطًا، ولأنه عليه الصلاة والسلام توضأ وأمر الماء على المرافق والكعبين، كذا في خلاصة القدوري من "الفاتح"، قال زفر: لا يدخلان، لأن الغاية لا تدخل تحت المغيّا، المغيّا من الأصابع إلى المرافق، والمرفق هو الغاية كالليل في الصوم.

قلنا: نعم لكن المرافق والكعبين غاية إسقاط فلا يدخلان في الإسقاط، لأن قوله تعالى: ﴿وَأَيْدَيَكُمُ ﴾ يتناول كل الأيدي إلى المناكب، فلما قال إلى المرافق خرج من أن يكون المرفق داخلا تحت السقوط، لأن الحد لا يدخل في المحدود، فبقى الغسل ثابتًا في اليدمع المرفق، وفي باب الصوم ليست الغاية غاية إسقاط، وإنما هي غاية امتداد الحكم إليها، لأن الصوم يطلق على الإمساك ساعة، فهي غاية امتداد لا غاية إسقاط.

واعلم أن الغايات أربع: غاية مكان، وغاية زمان، وغاية عدد، وغاية فعل، فغاية المكان من هذا الحائط إلى هذا الحائط، وغاية الزمان: ﴿ ثُمَّ أَتمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللِّيل ﴾ وكلاهما لا يدخلان في المغيّا، وغاية العدد: له عليّ من درهم إلى عشرة، وأنت طالق من واحدة إلى ثلاثة، وهي لا تدخل عند أبي حنيفة وزفر، وعندهما تدخل، وغايـة الفعل: أكلت السمكة حتى رأسها إن نصبت السين دخلت، وتكون حتى بمعنى الـواو، وإن خفضتهـا لم تدخل، وتكون حتى بمعنى إلى، وإنما قال: تدخلان في الغسل، ولم يقل: يفرض غسلهما، لأنهما إنما يدخلان عملا، لا اعتقادًا حتى لا يكفر جاحد فرضية غسلهما، كذا في "الجوهرة النيرة".

(٥) قوله: "والكعبان [كعب شتالنگ يعني تخنه]" الكعب: هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم، وأنكر الأصمعي قول الناس: إنه في ظهر القدم، ويدل عليه قول نعمان بن بشير رضي الله عنه: لقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه حين قال النبي ﷺ: "أقيموا صفوفكم»، وأيضًا يدل اشتقاقه من الكعب وهو الارتفاع، يقال: الكاعبة للجارية التي يبدو ثدياها، وفي القرآن المجيد: ﴿وَكُواعِبَ أَتَرَابًا﴾ أي دوشيزگان بلند يستان هم عمران، من البرجندي وغيره. والمراد بالكعب ههنا العظم الناتئ، أي المرتفع لا كما رواه هشام عن محمد رحمه الله أنه المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، لأن الكعب اسم للمفصل، ومنه كعوب الرمح، لأنهم ذكروا أن هذا سهو من هشام، ولم يرو محمد تفسير الكعب بهذا في الطهارة، وإنما أراد في المحرم إذا لم يجد نعلين أنه يقطع خفيه أسفل من كعبيه -انتهى-. (الفتح والمسكين)

الكعب في رواية هشام عن محمد: هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. لكن الأصح أنها العظم الناتئ الذي ينتهي إليه عظم الساق، وذلك لأنه تعالى اختار لفظ الجمع في أعضاء الوضوء، فأريد بمقابلة الجمع جمع انقسام الآحاد على الآحاد، كما في قولهم: اركبوا فروسهم، واختار في الكعب المثني، فلم يمكن أن يراد به انقسام الآحاد على الآحاد، فتعين أن المثنى مقابل بكل واحد من أفراد الجمع، فيكون في كل رجل كعبان، وهما العظمان ناتئان لا معقد الشراك، فإنه واحد في كل رجل. (شرح الوقاية مع زيادة)

- (١) أي إمامنا أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف رحمهم الله تعالى ـ
- (٢) قوله: "والمفروض في مسح الرأس . . . إلخ ففي قوله : مقدار الناصية إشارة إلى أنه يجوز أن يمسح أى الجوانب شاء من الرأس بمقدارها، وإنما قال: والمفروض، ولم يقل والفرض، لأن المراد كونه مقدرًا لا مقطوعًا به لأن الفرض هو القطع حتى إنه لا يكفر جاحد هذا المقدار والتقدير بمقدار الناصية هو اختيار الشيخ-انتهي-.

الناصِيَةِ (١)، وهُوَرُبعُ الرأس؛ لِمَارَوَى المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ (١): "أنّ النّبى ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ (٣)قَومٍ فَبَالَ وَتَوضَّأَ، ومَسَحَ عَلَى الناصية وحُفِيّه "(١).

وسُنَنُ الطَهَارَةِ (٥): غَسلُ اليَدَينِ ثَلاثًا (٢) قَبلَ إِدخَالِهِ مَا الإِنَاءَ (٧) إِذَا استَيقَظَ الْمُتَوَضَّئُ مِن نَومِه (٨)، وتَسمِيَةُ اللهِ تَعَالَى فِي ابتِدَاءِ الوُضُوءِ (٩)، والسِوَاكُ (١١)، والْمَضمَضَةُ، والإستِنشَاقُ (١١)، (الجوهرة النيرة)

وفي رواية: مقدار ثلاثة أصابع من صغار أصابع اليد، وهو الصحيح من حواشي "الكنز".

(١) هي الشعر المائل إلى ناحية الجبهة.

(۲) قوله: "لما روى المغيرة [-بضم الميم وكسر الغين المعجمة- أسلم عام الخندق، وروى عن النبى على مائة وشائة وثلاثين حديثًا، ومات في المدينة سنة خمسين وقيل إحدى وخمسين] بن شعبة رضى الله عنه. . . إلخ "روى الحديث مسلم عن المغيرة: "أن النبى على مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين"، وليس هذا بزيادة على الكتاب بخبر الواحد، لأن الكتاب مجمل فالتحق الخبر بيانًا له، وهو حجة على الشافعي في تجويزه أدنى ما يطلق عليه السم المسح وعلى مالك في تجويزه مسح جميع الرأس فرضًا.

والمسح لغة إمرار اليد على الشيء، وشرعًا: إصابة البلل العضو. (الفتح ومسكين)

لا يقال : هذا أي الحديث دليل لا يوافق المدعى، لأن المدعى مقدار الناصية، وهذا مسح على الناصية، قلنا: المسح على الناصية ظاهرًا يوافق الربع، والمدعى الربع، فيكون موافقًا للمدعى، كذا في "النافع". (الفاتح)

**(٣)**خاکروبه.

(٤) رواه مسلم نحوه .

(٥) قوله: "سنن الطهارة" السنة في اللغة هي الطريقة، سواء كانت مرضية أو غير مرضية، قال عليه الصلاة والسلام: "من سن سنة حسنة كان له ثوابها وثواب من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"، وهي في الشرع: عبارة عما واظب عليه النبي عليه أو أحد من أصحابه، ويؤجر العبد على إتيانها، ويلام على تركها، وهي تتناول القول والفعل، قال الفقيه أبو الليث: السنة ما يكون تاركها فاسقًا و جاحدها مبتدعًا، والنفل ما لا يكون تاركه فاسقًا و لا جاحده مبتدعًا انتهى. (الجوهرة النيرة)

وذكر السنن بعد الفرائض إيماء إلى أنه لا واجب في الوضوء وإلا لذكر مقدمًا، والسنة في اللغة: الطريقة، وفي العرف: ما واظب عليه النبي على وجه العبادة مع الترك أحيانًا، ليخرج ما كان على وجه العادة، كالتيامن، فإن المواظبة عليها تفيد الاستحباب.

(٦) قوله : "غسل اليدين [إلى الرسغ] ثلاثًا" يعنى إلى الرسغ، وهو منتهى الكف عند المفصل، ويغسلهما قبل الاستنجاء وبعده وهو الصحيح، وهو سنة تنوب عن الفرض حتى إنه لو غسل ذراعيه من غير أن يعيد غسل كفيه أجزأه. (الجوهرة النيرة)

(٧) قوله: "قبل إدخالهما الإناء" أي إدخال أحدهما ويسن هذا الغسل مرتين قبل الاستنجاء وبعده.
 (الجوهرة النيرة)

(٨) قوله: "إذا استيقظ المتوضئ. . . إلخ" هذا شرط وفاق لا قصد حتى إنه سنة للمستيقظ وغيره، وسمى متوضنًا لأن الشيء إذا قرب من الشيء سمى باسمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»

# ومَسحُ الأَذْنَينِ (١)، وتَخلِيلُ اللِحيةِ وَالأصَابِعِ (٢)، وتَكرَارُ الغَسل إلَى الثّلاثِ (٣)، ويُستَحَبّ

سماه موتى لقربهم منهم، وسواء استيقظ من النوم في الليل أو النهار، وقال الإمام أحمد: إن استيقظ من نوم النهار فمستحب، وإن استيقظ من نوم الليل فواجب. (الجوهرة النيرة)

(٩) قوله: "وتسمية الله في ابتداء الوضوء [والأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة]" لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وضوء لمن لم يسم اسم الله تعالى»، والمراد به نفى الفضيلة، كذا في "المنافع"، يفهم من هذا الحديث أن تكون البسلمة في الوضوء سواء كانت في أوله أو وسطه أو آخره، وهو لا يفيد المطلوب، والحديث الذي يفيد المقصود هو قوله عليه السلام: «كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو أقطع»، أو كما قال النبي الله عنه الله عنه)

الكلام في البسملة في ثلاثة مواضع: كيفيتها وصفتها و وقتها، أما كيفيتها بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام، وإن قال: بسم الله أجزأه، لأن المراد من التسمية ههنا مجرد ذكر اسم الله تعالى، لا التسمية على التعيين، وأما صفتها فذكر الشيخ أنها سنة، واختار صاحب "الهداية": أنها مستحبة، قال: وهو الصحيح، وأما وقتها فقبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح، فإن أراد أن يسمى قبل الاستنجاء سمى قبل كشف العورة، فإن كشف قبل التسمية سمى بقلبه، ولا يحرك بها لسانه، لأن ذكر الله حال الانكشاف غير مستحب تعظيمًا لاسم الله تعالى، فإن نسى التسمية في أول الطهارة أتى بها متى ذكرها قبل الفراغ، حتى لا يخلو الوضوء منها. (الجوهرة)

ولو نسى التسمية، فذكرها في خلال الوضوء فسمى، لا تحصل السنة بخلاف الأكل والشرب. (الصغيري)

(١٠) قوله: "والسواك [أى استعماله بأن يستاك أعلى الأسنان وأسفلها، ويستاك عرض أسنانه، ويبتدئ من الجانب الأيمن، وطوله شبر]" هو سنة مؤكدة، ووقته عند المضمضة، وفي "الهداية": الأصح أنه مستحب ويستاك أعلى الأسنان وأسفلها، ويستاك عرض أسنانه ويبتدئ من الجانب الأيمن، فإن لم يجد سواكا استعمل خرقة خشنة أو إصبعه السبابة من يمينه، ثم السواك عندنا من سنن الوضوء، وعند الشافعي: من سنن الصلاة. (الجوهرة النيرة) والأحسن في السواك أن يكون من شجر الأراك، وأن يكون في الغلظة مثل غلظ الخنصر، وفي الطول مقدار الشبر، ووقت فقدان السواك يعالج بالأصابع، والدليل على سنيته قوله عليه السلام: «لو لا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»، وفي رواية: «عند كل صلاة»، أو كما قال النبي على الله مسكين وغيره)

(١١) قوله: "والمضمضة [أى استيعاب الماء جميع الفم] والاستنشاق" هما سنتان مؤكدتان عندنا، وقال مالك رحمه الله: فرضان، وكيفيتهما أن يحضمض فاه ثلاثًا يأخذ لكل مرة ماء جديدًا ثم يستنشق كذلك، فلو تمضمض ثلاثًا من غرفة واحدة قيل: لا يصير آتيًا بالسنة، وقال الصيرفى: يصير آتيًا بها، واختلفوا في الاستنشاق ثلاثًا من غرفة واحدة، قيل: لا يصير آتيًا بالسنة، بخلاف المضمضة لأن في الاستنشاق ثلاثًا يعود بعض الماء المستعمل إلى الكف، وفي المضمضة لا يعود، لأنه لا يقدر على إمساكه، والمبالغة فيهما سنة إذا كان غير صائم، واختلفوا في صفة المبالغة.

قال شمس الأئمة: في المضمضة أن يدير الماء في فيه من جانب إلى جانب، وقال الإمام خواهر زاده: هي في المضمضة الغرغرة، وفي الاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى ما اشتد من أنفه، ولو تمضمض وابتلع الماء ولم يمجه أجزأه، والأفضل أن يلقيه لأنه ماء مستعمل. (الجوهرة النيرة)

(۱) قوله: "ومسح الأذنين" هو سنة مؤكدة، ويمسح باطنهما وظاهرهما، وهو أن يدخل سبابتيه في صماخيه، وهما ثقبا الأذنين، ويديرهما في زوايا أذنيه، ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه -انتهى-. (الجوهرة النيرة) يمسح عندنا بماء الرأس، وعند الشافعي رحمه الله: يأخذ له ماء جديدًا لما روى أن النبي على أخذ ماء جديدًا لما معند السلام: «الأذنان من الرأس»، والشارع لم يأت لأن يبين أصل الخلقة، وإنما أتى أن يبين

# لِلمُّتَوَضِّيِ أَنْ يَنوِيَ الطَّهَارَةَ (١)، ويَستَوعِبَ رأْسَه بِالْمَسْحِ (٢) وَيُرتِّبَ الوُّضُوءَ (٣)، فَيُبتَدَ أَبِمَا بَدَ أَاللَّهُ

أحكام الدين، فظهر من هذا أن الأذنين داخلان في حكم الرأس. (المسكين وغيره)

(٢) قوله: "وتخليل اللحية والأصابع [لقوله عليه السلام: "خلوا أصابعكم كى لا يتخللها نار جهنم"]" أما تخليل اللحية فمستحب عندهما، وقال أبو يوسف رحمه الله سنة، وهو اختيار الشيخ، وكيفية تخليلها من أسفل إلى فوق اللحية، وأما تخليل الأصابع فسنة إجماعًا، والفرق لهما بين تخليل اللحية والأصابع أن المقصود بالتخليل استيفاء الفرض في محله، وذلك إنما يكون في الأصابع، وأما اللحية فداخل الشعر ليس بمحل الفرض، بل الفرض إمرار الماء على ظاهرها، ولو توضأ في الماء الجارى، أو في الغدير العظيم، وغمس رجليه أجزأ، وإن لم يخلل الأصابع، كذا في الفتاوى. (الجوهرة النيرة)

تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين لقوله عليه الصلاة والسلام: «خللوا أصابعكم قبل أن يتخللها نار جهنم»، هذا إذا أوصل الماء إلى أثناءها وإن لم يصل بأن كانت منضمة، فالتخليل واجب. (الفاتح)

وطريق تخليل أصابع اليد: إدخال بعضها ببعض بماء متقاطر، وتخليل أصابع الرجلين: أن يخلل بخنصر يده اليسرى ويبدأ بخنصر الرجل اليسرى، وهو سنة مؤكدة اتفاقًا؛ لما رواه أصحاب السنن: «إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع». (المسكين وغيره)

(٣) قوله: "وتكرار الغسل إلى الثلاث" بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي على النبي الله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، رواه النسائي وابن ماجه، ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا ونقص فقد تعدى»، معناه زاد على الثلاث، أو نقص عنه معتقدًا أن السنة هذا، فأما لو زاد لطمأنينة القلب عند الشك، أو بنية وضوء آخر فلا بأس به. (من "الفاتح" وغيره)

وقال في "الجوهرة": الأول فرض، والثنتان سنتان مؤكدتان، على الصحيح، وإن اكتفى بغسلة واحدة أثم لأنه ترك السنة المشهورة، وقيل: لا يأثم، لأنه قد أتى بما أمر به ربه، والسنة تكرار الغسلات لا الغرفات.

(١) قوله: "ويستحب للمتوضئ . . . إلخ "المستحب ما كان مدعوا إليه على طريق الاستحباب دون الحتم والإيجاب، وفي إتيانه ثواب، وليس في تركه عقاب، وكيفية النية أن ينوى المتوضئ في الحدث، أو استباحة الصلاة، إذ هو عبادة لا تصح بدون النية، ولا يشترط النية في كون الوضوء مفتاحًا للصلاة عندنا خلافًا للشافعي رحمه الله، ثم النية إنما هي فرض للعبادات، قال الله تعالى ﴿وَمَا أَمِرُواْ إلا لِيَعبُدُوا الله مُخلصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ والإخلاص هو النية، فالوضوء نفسه ليس بعبادة، وإنما هو شرط للعبادة، وإنما كانت النية فرضًا في التيمم لأن التراب لم يعقل مطهرًا، فلا يكون مزيلا للحدث، فلم يبق فيه إلا معنى التعبد، ومن شرط العبادة النية، وأما الماء مطهر بطبعه، فلا يحتاج إلى النية إلا أنه لا يقع قربة بدون النية، لكنه يقع مفتاحًا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال الماء المطهر. (من "الجوهرة" وغيرها)

(٢) قوله: "ويستوعب رأسه بالمسح [وهو سنة مؤكدة على الصحيح]" لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح بيديه جميع رأسه، أقبل بهما وأدبر، وقد رُوى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته، فدل على أنه أراد بالاستيعاب السنة لا الإيجاب (من "الفاتح")

والاستيعاب سنة مؤكدة على الصحيح، وصورته: أن يضع من كل واحدة من اليدين ثلاث أصابع على مقدم رأسه، ولا يضع الإبهام ولا السبابة، ويجافى بين كفيه، ويمدهما إلى القفا، ثم يضع كفيه على مؤخر رأسه، ويمدهما إلى مقدم رأسه، ثم يمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه وباطنهما بمسبحتيه، كذا في "المستصفى"، ويمسح رقبته بظاهر اليدين. (الجوهرة)

تَعَالَى بذكره (١)، وَبِالْمَيَامِن (٢) وَالتَوَالِي (٣) ومَسحُ الرَقَبَة (١).

#### وَالْمَعَانِي النَاقِضَةُ للوُّضُوءِ (°): كُلُّ مَا خَرَجَ (٢) مِنَ السَبِيلَينِ (٧)، والدَمُ، والقَيحُ (١)،

(٣) قوله: "ويرتب الوضوء" الترتيب عندنا سنة مؤكدة على الصحيح، ويسىء بتركه، وسواء عندنا الوضوء والتيمم في كون الترتيب فيهما سنة، وقال الشافعي رحمه الله: الترتيب فرض، وجوابه في المبسوطات المطولات. (الجوهرة وغيرها)

#### (١) وهو عندا لغسل.

(۲) قوله: "وبالميامن [لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله يحب التيامن في كل شيء" (الفاتخ)]" أي يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وبالرجل اليمنى قبل اليسرى، وهو فضيلة على الصحيح، لأن النبي عَلَيْ كان يحب أن يبدأ بالميامن في كل شيء حتى في لبس نعله على أو في هذا إشارة إلى أنه كان ينبغى أن يقدم مسح الأذن اليمنى على اليسرى، كما في غسل اليدين والرجلين، لكنا نقول: اليدان والرجلان يغسلان بيد واحدة، فيبدأ فيهما بالميامن، وأما الأذنان فيمسحان باليدين جميعًا، لكون ذلك أسهل حتى لو لم يكن له إلا يد واحدة، أو بإحدى يديه علة، ولا يكنه مسحهما معًا، فإنه يبدأ بالأذن اليمنى، ثم باليسرى، كما في اليدين، وليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأين منهما إلا الأذنين. (الجوهرة)

(٣) قوله: "والتوالى" والموالاة سنة عندنا، وقال مالك رحمه الله: فرض، والموالاة هي التتابع وحده أن لا يجف الماء عن العضو قبل أن يغسل ما بعده في زمان معتدل، ولا اعتبار بشدة الحر والرياح، فإن الجفاف يسرع فيهما، ولا بشدة البرد، فإن الجفاف يبطئ فيه، ويعتبر أيضًا استواء حالة المتوضئ، فإن المحموم يسارع الجفاف إليه لأجل الحمى، وإنما يكره التفريق في الوضوء إذا كان بغير عذر، وأما إذا كان لعذر، بأن فرغ ماء الوضوء أوان قلب الإناء، فذهب لطلب الماء، وما أشبه ذلك، فلا بأس بالتفريق على الصحيح، وهكذا إذا فرق في الغسل والتيمم. (الجوهرة)

(٤) قوله: "ومسح الرقبة" قيل: سنة، وهو اختيار الطحاوي، وقيل: مستحب، وهو اختيار الصدر الشهيد، ويسحها بماء جديد، وفي "النهاية": يمسحها بظاهر الكفين، ومسح الحلقوم بدعة. (الجوهرة)

واعلم أن المصنف عد النية والاستيعاب والترتيب والتيامن من المستحبّات، والأصح أنها كلها سنة، إلا التيامن فقط، فإنه مستحب، كذا في "الهداية"، وفي "كنز الدقائق": مسح الرقبة من المستحب -انتهى- (من "الفاتح" وغيره)

اقتصار المصنف على ما ذكر يقتضى بحسب الظاهر انحصار المستحب فيه، وليس كذلك، فإنه قد أوصل صاحب الخزانة تعداد المستحبّات إلى نيف وستين مستحبّا، منها استقبال القبلة، ودلك الأعضاء في المرة الأولى، وإدخال الخنصر المبلولة صماخ أذنيه عند مسحهما، وتقديمه على الوقت لغير المعذور، وتحريك الخاتم وغير ذلك.

ثم اعلم أنه لم يذكر محمد رحمه الله مسح الرقبة في "الأصل"، والمختار أنه مستحب، وفي رواية "المحيط": كان الفقيه أبو جعفر يقول: إنه سنة، وبه أخذ أكثر العلماء، وفي "الخلاصة": الصحيح أنه أدب، ومسح الحلقوم بدعة. (الفتح والمسكين)

وقد نقل الإمام الغزالي في "إحياء العلوم" حديثًا في مسح الرقبة، وقد حقق هذا المسألة مو لانا عبد الحيي اللكنوي رحمه الله في "تحفة الطلبة في مسح الرقبة"، فمن شاء فليرجع إليهما. (محمد سليمان)

(٥) قوله: "والمعاني [أي العلل] الناقضة للوضوء" وإنما لم يستعمل المشايخ لفظ الملل احترازًا عن لفظ

## والصديد (١) إذَا خَرَج (٢) مِنَ البَدَن (٣)، فتَجَاوَزَ إلى مَوضَع (٤)، يَلحَقُه (٥) حُكمُ التَطهِير (٢)،

الفلاسفة، أو كأنهم اتبعوا السنة، فإنها وردت بلفظ المعنى دون العلة، حيث قال عليه السلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاث معان»، وإنما استعمل بعض المشايخ لفظ العلل لأنه لم يحترز عن الاحتراز الذي احترز بعض المشايخ، والمراد من المعاني في هذا المقام ما يقابل الأعيان. (من "الفاتح")

لما فرغ من بيان فرض الوضوء وسننه ومستحبّاته، شرع الآن في بيان ما ينقضه، والنقض متى أضيف إلى الأجسام يراد به إبطال تأليفها، ومتى أضيف إلى غيرها يراد به إخراجه عما هو المطلوب منه، والمتوضئ ههنا كان قادرًا على الصلاة ومس الصحف، فلما بطل ذلك بالحدث انتقضت صفته وخرج عما كان عليه. (الجوهرة)

لا يقال: إن الحدث شرط لوجوب الوضوء فكيف يكون علة لنقضه؟ لأنا نقول: إنه علة لنقض ما كان، وشرط لوجوب ما سيكون. (الفتح والمسكين)

(٦) قوله: "كل ما خرج . . . إلخ " من دأب الشيخ " أن يبدأ بالمتفق فيه ، ثم بالمختلف فيه ، والخارج من السبيلين متفق فيه على أنه ينقض الوضوء ، فقدمه لذلك ، ثم عقبه بالمختلف فيه ، وهو خروج الدم والقيح والقيء وغير ذلك ، واعلم أن كلمة "كل" وضعت لعموم الأفراد ، فتناول المعتاد وغير المعتاد كدم الاستحاضة والمذى والودى والدود والحصى وغير ذلك ، ومفهوم كلام الشيخ أن كل ما خرج ينقض الوضوء ، فهل هو كذلك؟ قلنا : نعم إلا الربح الخارج من الذكر وفرج المرأة فإنهما لا تنقضان على الصحيح إلا أن تكون المرأة مفضاة : وهى التى صار مسلك بولها وغائطها واحدًا ، فيخرج منها ربح منتنة ، فإنه يستحب بها الوضوء ، ولا يجب ، لأنها يحتمل أنها خرجت من الفرج فلا تنقض ، والأصل تيقن الطهارة ، والناقض مشكوك ، فلا ينتقض وضوءها بالشك ، لكن يستحب لها لإزالة الشك ، وأما الدودة الخارجة من الذكر والفرج فناقضة بالإجماع . (الجوهرة)

- (٧)وهما الفرجان.
  - (۸) ريم.
  - (۱) زرد آ*ب*.
- (٢) قوله: "إذا خرج [كل واحد منهما، وفي نسخة: خرجا]" قيد بقوله: إذا خرجا احترازًا عما إذا خرجا بالمعالجة، فإنه لا ينقض الوضوء وهو اختيار صاحب "الهداية"، واختار السرخسي النقض. (الجوهرة)
  - (٣)قيد بالبدن؛ لأن الخارج من السبيلين لا يشترط فيه التجاوز. (الجوهرة النيرة)
- (٤) قوله: "فتجاوز [وفي نسخة: تجاوزا] إلى موضع . . . إلخ" حد التجاوز أن ينحدر عن رأس الجرح ، وأما إذا علا ولم ينحدر لا ينقض ، وعن محمد رحمه الله : إذا ارتقى على رأس الجرح ، وصار أكثر من رأس الجرح نقض ، والصحيح الأول ، ولو ألقى عليه ترابًا أو ماء فتشرب به ، ثم خرج فجعل عليه ترابًا ، ولو لاه لتجاوز نقض ، ولو ربط الجرح فابتل الرباط إن نفذ البلل إلى الخارج نقض وإلا فلا ، ولو كان الرباط ذا الماقين ، فنفذ البعض إلى البعض نقض ، وإن خرج من أذنيه قيح ، أو صديد إن توجع عند خروجه نقض ، وإلا فلا ، ولو مص القراد عضو إنسان فامتلأ ، إن كان صغيرًا لا ينقض ، وإن كان كبيرًا نقض ، وإن سقط من جرحه دودة لا ينقض ، وهي طاهرة ، وإن سقطت من السبيلين ، فهي نجسة ، وينقض الوضوء ، وإذا خرج الدم من الجرح ولم يتجاوز لا ينقض ، هل هو طاهر أو نجس .

قال في "الهداية": ما لا يكون حدثًا لا يكون نجسًا، يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله وهو الصحيح، وعند محمد نجس، والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله: فيما إذا أصاب الجامدات كالثياب والأبدان

والقَى ْعُ(١) إِذَا كَانَ مِل ءَ الفَمِ، والنَومُ (٢) مُضطَجِعًا (٢) ، أو مُتّكِئًا (٤) ، أو مُستَنِدًا (٥) إلَى شَىء (٢) لَو أَرِيلَ لَسَقَطَ عَنهُ، والغَلبةُ عَلَى العَقلِ بِالإغمَاء (٧) والْجُنونُ، والقَهقَهَةُ فَى كُلِّ صَلاة (٨) ذَاتِ والحصير، وعلى قول محمد رحمه الله: فيما إذا أصاب المائعات كالماء وغيره، وكذا القيء إذا كان أقل من ملء الفه على هذا الخلاف. (الجوهرة مع الاحتصار)

(٥) قوله: "يلحقه حكم... إلخ" يعنى يجب تطهيره في الحدث أو الجنابة حتى لو سال الدم إلى ما لان من الأنف نقض الوضوء، بخلاف ما إذا نزل إلى قصبة الذكر، لأنه لا يلحقه حكم التطهير، احترز بقوله: حكم التطهير عن داخل العينين وباطن الجرح وقصبة الأنف، وإنما لم يقل يلحقه التطهير لأنه لو قال ذلك: دخل تحته باطن العين، لأنه لا يستحيل تطهيره، لأن حقيقة التطهير فيه محكنة، وأما حكمه فقد رفعه الشارع للضرورة.

(٦) أي حكم هو التطهير ، والمراد أن يجب تطهيره في الجملة في الحدث أو الجنابة . (الفاتح)

(۱) قوله: "والقيء... إلخ" وهو خمسة أنواع: ماء وطعام ودم ومرة وبلغم، ففي الثلاثة الأول ينقض إذا ملأ الفم، ولا ينقض إذا كان أقل من ذلك، وأما البلغم فغير ناقض عندهما، وإن ملأ الفم، وعند أبي يوسف: ينقض إذا ملأ الفم، والخلاف في الصاعد من الجوف، وأما النازل من الرأس فغير ناقض إجماعًا، لأنه مخاط، وأما الدم إذا كان غليظًا جامدًا غير سائل لا ينقض حتى يملأ الفم، فإن كان ذائبا نقض قليله وكثيره عندهما وقال محمد: لا ينقض حتى يملأ الفم اعتبارًا بسائر أنواع القيء، وصحح في "الوجيز" قول محمد، والخلاف في المرتقى من الجوف، وأما النازل من الرأس فناقض قليله وكثيره بالاتفاق، ولو قاء متفرقًا بحيث لو جمع يملأ الفم، فعند أبي يوسف: يعتبر اتحاد المجلس، وعند محمد: يعتبر اتحاد السبب، وهو الغثيان. (الجوهرة النيرة)

(٢) قوله: "والنوم مضطجعًا" الذي تقدم هو الناقض الحقيقي، وهذا الناقض الحكمى، وهل النوم حدث أم لا، الصحيح أنه ليس بحدث لأنه لو كان حدثًا استوى وجوده في الصلاة وغيرها، ولكنا نقول: الحدث لا يخلو عنه النائم، وقوله: "والنوم مضطجعًا" هذا إذا كان خارج الصلاة، وأما إذا كان فيها كالمريض إذا صلى مضطجعًا فيه اختلاف، والصحيح أنه ينتقض أيضًا، وبه نأخذ، وقال بعضهم: لا ينتقض. (الجوهرة)

والنوم فترة طبعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه، وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه، فيعجز العبد عن أداء الحقوق .

(٣) قوله: "مضطجعًا" لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل، فلا يعتري عن خروج شيء عادة، والثابت عادة كالمتيقن به، كذا في "الهداية".

(٤) على إحدى وركيه، فهو كالمضطجع لزوال المسكة. (الجوهرة)

(٥) قوله: "أو مستندًا... إلخ" الاستناد: وهو الاعتماد على الشيء ولو وضع رأسه على ركبتيه، ونام لم ينتقض وضوءه إذا كان مثبتًا مقعده على الأرض، وإن كان محتبيًا ورأسه على ركبتيه لا ينتقض أيضًا. (الجوهرة)

(٦) مثل الجدار والأسطوانة.

(٧) قوله: "بالإغماء" الإغماء: آفة تعترى العقل وتغلبه، والجنون آفة تعترى العقل وتسلبه، ويقال الإغماء آفة تضعف القوى ولا تزيل العقل، والجنون: آفة تزيل العقل، ولا تزيل القوى، وهما حدثان في الصلاة وغيرها، قل ذلك أو كثر، وكذا السكر ينقض الوضوء أيضًا في الأحوال كلها في الصلاة وغيرها، والسكران هو

رُکُوع وسُجُود<sup>(۱)</sup>.

وفَرضُ الغُسلِ(٢): المَضمَضةُ ، والاستِنشَاقُ (٦) ، وغَسلُ سَائر البَدَن (٤) .

### وسُنّةُ الغُسلِ(٥): أن يَبدَأ الْمُغتَسِلُ(١) بِغَسلِ يَدَيهِ وفَرْجِه، ويُزِيلُ النَجَاسَةَ (٧) إن كَانَتْ عَلَى

الذي تختل مشيئته، ولا يعرف المرأة من الرجل، كذا في "الجوهرة النيرة".

- (٨) قوله: "والقهقة في كل صلاة . . الخ" سواء بدت أسنانه أو لم تبد، سواء قهقه عامدًا أو ساهيًا، متوضئًا أو متيممًا، ولا يبطل طهارة الغسل، والقهقة ما يكه ن مسموعًا له ولجاره، والضحك ما يكون مسموعًا له دون جاره، وهو يفسد الصلاة، ولا ينقض الوضوء، والتبسم ما لا يكون مسموعًا له، وهو لا يفسدهما جميعًا، وقهقهة الصبى لا تنقض الوضوء إجماعًا، وتفسد صلاته، كذا في "المستصفى". (الجوهرة النيرة)
- (۱) قوله: "ذات ركبوع وسجود. . . إلىخ" يحترز من صلاة الجنازة وسجدة التلاوة، فإنه إذا قهقه فيها لا يقلى فصلى لا ينقض وضوءه وتبطل صلاته وسجدته، لأن صلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة حتى لو حلف لا يصلى فصلى صلاة الجنازة لا يحنث. (الجوهرة النيرة)
  - (٢) يعنى الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "الضمضة والاستنشاق" عندنا هما في الغسل المفروض فرضان، وفي الوضوء سنتان، وعند الشافعي رحمه الله سنتان في كليهما، والفرق فيهما أن الله تعالى قال في الوضوء ﴿فَاغسلُوا وُجُوهكُم﴾ والوجه ما تقع به المواجهة، ولا تقع المواجهة بداخل الفم والأنف، فلذا لم يفرضا في الوضوء، وقال الله تعالى في الغسل: ﴿وَإِن كُنتُم جُنبًا فَاطَهَرُوا﴾ فكل ما يمكن تطهيره يجب غسله، فباطن الأنف والفم مما يمكن تطهيره، فلهذا قلنا: إنهما فرضان في الغسل دون الوضوء. (محمد سليمان)
- (٤) قوله: "وغسل سائر البدن" السائر الباقى، ومنه السؤر الذى يبقيه الشارب، واعلم أن الغسل على أحد عشر وجها، أربعة منها فريضة: الأول: الغسل من الإيلاج فى قبل أو دبر إذا غابت الحشفة على الفاعل والمفعول به، أنزل أو لم ينزل، والثانى: الغسل من الإنزال بشهوة بأى وجه كان من إتيان بهمية أو معالجة الذكر باليد، أو بالاحتلام، أو بالقبلة، أو باللمس بشهوة، والرجل والمرأة فى ذلك سواء. والثالث: الغسل من الخيض والرابع: الغسل من النفاس. وأربعة منها سنة: غسل الجمعة، وغسل العيدين، وغسل الإحرام، سواء كان إحرام حجة أو عمرة، وغسل يوم عرفة للوقوف، وغسلان واجبان: غسل الموتى، وغسل النجاسة إذا كانت أكثر من قدر الدرهم فى المغلظة، وربع الثوب فى المخففة، وغسل مستحب: وهو كثير، من ذلك غسل الكافر والكافرة إذا أسلما، والصبى والصبي والصبية إذا أدركا بالسن، وكذا المجنون إذا أفاق. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "وسنة الغسل" أفاد في "البحر الرائق": أن ما كان سنة في الوضوء فهو سنة في الغسل، فتسن فيه النية، ويندب التلفظ بها، وكذا يندب فيه ما هو مندوب في الوضوء سوى استقبال القبلة، فإنه يكون غالبًا مع كشف العورة، وغسل اليدين لأنهما آلة التطهير ولقوله عليه الصلاة والسلام: "فلا يغمس اليد في الإناء حتى يغسلها"، أما غسل الفرج فلأنه لا يخلو حال الجنابة عن النجاسة، وأما غسل النجاسة لئلا تزداد بإصابة الماء. (الفتح وغيره)
- (٦) قوله: "أن يبدأ المغتسل" سماه مغتسلا لأنه قرب من الاغتسال، كما قلنا في إذا استيقظ المتوضى من نومه، والسنة أن يبدأ بالنية بقلبه ويقول بلسانه: نويت الغسل لرفع الجنابة، ثم يسمى الله تعالى عند غسل اليدين، ثم يستنجى ثم يغتسل ما أصابه من النجاسة، ويستحب أن يبدأ بشقه الأيمن. (الجوهرة)

بَدَنِه، ثُمَّ يَتَوَضَّوُّ وُضُوءَه لِلصَلاةِ (۱) إلا غَسلَ رِجلَيه (۲)، ثُمَّ يُفيضُ الْمَاءَ (۳) عَلَى رَأْسِه، و (۱) سَائرِ بَدَنِه ثُلاثًا (۱)، ثُمَّ يَتَنَحَى عَن ذَلِكَ الْمَكَانِ، فَيَغْسِلُ رِجلَيهِ، وَلَيسَ عَلَى الْمَرأةِ (۱) أَن تَنقُضَ ضَفَائرَهَا (۷) في الغُسل، إذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَصُولَ الشعر.

وَالْمَعَانِي الْمُوجِبةُ لِلغُسل (٨): إنزَالُ الْمَنِي عَلَى وَجهِ الدَفقِ وَالشَهُوةِ (٩) مِن الرّجُل

(٧) وفي بعض النسخ: يزيل نجاسة منكرًا.

(١) قوله: "وضوءه للصلاة" فيه إشارة إلى أنه يمسح رأسه، وهو ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا يمسح، لأنه لا فائدة فيه، لأنه الإسالة تنعدم المسح، والصحيح أنه يمسحه. (الجوهرة)

(٢) قوله: "إلا غسل رجليه" هذا إذا كان في مستنقع الماء، أما إذا كان على لوح، أو قيقاب، أو حجر لا يؤخر غسلهما، كذا في "الجوهرة".

(٣) قوله: "ثم يفيض الماء" أى المعهود فى الشرع للغسل والوضوء هو ثمانية أرطال، وكيفية الإفاضة أن يبدأ بمنكبه الأيسر كذلك، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده كذلك. إن تقاطر الماء فى وقت الغسل فى الإناء إن كان قليلا لا يفسد الماء، وإن كان كثيرًا أفسده، وحد القليل ما لا ينفرج ماء الإناء عند وقوعه ولا يستبين، وعند محمد: إن كان مثل رؤوس الإبر فهو قليل، وإلا فهو كثير، كذا فى "الفوائد". (الجوهرة)

- (٤) وفي نسخة: على.
- (٥) الأولى فرض، والثنتان: سنتان على الصحيح. (الجوهرة)

(٦) قوله: "وليس على المرأة . . . إلخ "لقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضى الله عنها: "يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك" وليس عليها ، بل ذوائبها ، هو الصحيح ، لما فيه من الحرج ، بخلاف اللحية ، لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثناءها ، كذا في "الهداية" . وقال في "الجوهرة" : قد قال الإمام أحمد : يجب على الحائض النقض ، ولا يجب عليها في الجنابة ، وفي تخصيص المرأة إشارة إلى أنه يجب على الرجل النقض لعدم الضرورة في حقه . ولو ألزقت المرأة رأسها بالطيب بحيث لا يصل الماء إلى أصول الشعر ، وجب عليها إزالته ليصل الماء إلى أصوله ، فإن احتاجت المرأة إلى شراء الماء للاغتسال من الجنابة إن كانت غنية فنمنه عليها ، وإن كانت فقيرة ، فعلى الزوج . وقال أبو الليث : يجب على الزوج كما يجب عليه للشرب ، وأما ثمن ماء الوضوء ، فعلى الزوج إجماعًا ، وثمن ماء الاغتسال من الحيض إن انقطع لأقل من عشرة أيام فعلى الزوج ، وإن انقطع لعشرة فعليها ، لأنه يقدر على وطءها بدون الاغتسال ، فكانت هى المحتاجة إليه لأداء الصلاة .

- (٧) قوله: "ضفائرها" الضفائر جمع الضفيرة -بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاء وسكون الياء التحتانية وهو الشعر المفتول، لأن الضفر فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض، صرح به في "المغرب". (الفاتح شرح القدوري) يقال للضفيرة في الفارسية: زلف وكيسو، وفي الهندية: مينذهي.
- (٨) قوله: "والمعانى الموجبة للغسل . . إلخ" هذه المعانى موجبة للجنابة لا للغسل على الصحيح ، لأنها تنقضه فكيف توجبه ، وإنما سبب وجوب الغسل إرادة الصلاة أو إرادة ما لا يحل فعله مع الجنابة ، وأما هذه التي ذكرها الشيخ ، فشروط ، وليست بأسباب ، وجواب هذه الإضافة أن سبب سبب المسبب قد ينسب إلى المسبب

### والْمَرأة، وَالتِقَاءُ الخِتَانَينِ (١) مِن غَيرِ إِنزَالِ (٢)، والْحَيضُ والنِفَاسُ (٢)، وسَنَّ رَسُولُ الله

مجازًا. والمنى: خاثر ابيض ينكسر منه الذكر عند خروجه، ويخلق منه الولد، ورائحته عند خروجه كرائحة الطلع، وعند يبسه كرائحة البيض. (الجوهرة وغيرها)

(٩) قوله: "على وجه الدفق والشهوة" هذا بإطلاقه لا يستقيم إلا على قول أبى يوسف لأنه يشترط لوجوب الغسل ذلك، وأما على قولهما: فلا يستقيم لأنهما جعلا سبب الغسل خروجه من شهوة ولم يجعلا الدفق شرطا حتى إنه إذا انفصل عن مكانه بشهوة، وخرج من غير دفق وشهوة وجب الغسل عندهما، وعنده يشترط الشهوة أيضاً عند خروجه.

ومعنى قوله: "على وجه الدفق" أى أنزل متتابعًا، ولو احتلم، أو نظر إلى امرأة بشهوة، فانفصل المنى منه بشهوة، فلما قارب الظهور، شد على ذكره حتى انكسرت شهوته، ثم تركه، فسال بغير شهوة، وجب الغسل عندهما، وعنده: لا يجب، وكذا إذا اغتسل المجامع قبل أن يبول، أو ينام، ثم خرج باقى المنى بعد الغسل، وجب عليه إعادة الغسل عندهما، وعنده: لا يجب، وإن خرج بعد البول أو النوم لا يعيد إجماعًا. (الجوهرة النيرة)

فالخروج بدون الدفق والشهوة لا يوجب الغسل عندنا، خلافًا للشافعي، له قوله عليه السلام: «الماء من الماء» يعنى وجوب الاغتسال بإنزال المنى، ولنا ما روت أم سلمة رضى الله عنها: "أنها سألت النبى على عن المرأة ترى فى منامها مثل ما يرى الرجل، فقال عليه السلام: أتجد بذلك لذة، فقالت: نعم، فقال: فلتغتسل ، علق الاغتسال باللذة. وحديث الشافعي رحمه الله محمول على الإنزال بشهوة، أو على حالة الاحتلام، كما قاله ابن عباس رضى الله عنهما، وإنما حملنا الحديث على الخروج بشهوة، أو على الاحتلام لأنه عام لا يمكن إجراءه على العموم، لأنه يتناول المذى والودى، والمنى بشهوة وبغير شهوة ومطلق البول، والمنى بالشهوة هو المراد - والله أعلم بالصواب - . فإن قلت: ذكر الشهوة مع الدفق غير مناسب، إذ الدفق بلا شهوة محال، فيكون ذكر الدفق ذكر الشهوة . قلت: المصنف رحمه الله ذكر الشهوة مع الدفق لأنهما متلازمان وقوعًا إذا لم يمنع مانع، فيذكران معًا، ولأن بذكر الدفق يعرف الشهوة عقلا لا نطقا، فضم القرينة النطقية إلى العقلية . (من "المستخلص" و"الفاتح" وغيرهما)

(۱) قوله: "والتقاء الختانين [الختان: هو موضع القطع من الذكر والأنثى، ومن عادة العرب اختتان نساءهم] إلخ" أى مع توارى الحشفة، التوارى الغيبوبة والحشفة ما فوق الختان، أى موضع القطع من الذكر والأنثى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل"، ولأنه سبب الإنزال، فيقام السبب الظاهر مقامه، كنوم المضطجع، فالمراد بالتقاءهما محاذاتهما وهو عبارة عن إيلاج الحشفة كلها. وفي قوله: "والتقاء الختانين" نظر، فإنه لو قال: وبغيبوبة الحشفة كما قاله حافظ الدين في "الكنز"، كان أحسن وأعم، لأن الإيلاج في الدبر يوجب الغسل، وليس هناك ختانان يلتقيان، ولو كان مقطوع الحشفة يجب الغسل بالإيلاج مقدارها من الذكر. (الجوهرة ملا مسكين وغيرهما)

(٢) هكذا في النسخ القلمية القديمة الموجودة عندي، وفي المصرية من غير إنزال المني.

(٣) قوله: "والحيض والنفاس [أى انقطاعهما]" أى الخروج منهما، لأنهما ما داما باقيين لا يجب الغسل لعدم الفائدة، واختلف المشايخ: هل يجب الغسل بالانقطاع ووجوب الصلاة، أو بالانقطاع لا غير، فعند الكرخى وعامة العراقيين: بالانقطاع، وهو اختيار الشيخ، وعند البخاريين: بوجوب الصلاة، وهو المختار، وفائدته إذا انقطع بعد طلوع الشمس، وأخرت الغسل إلى وقت الظهر، فعند العراقيين: تأثم وعند البخاريين: لا تأثم، والنفاس كالحيض. (الجوهرة)

# الغُسلَ (١) للجُمُعَةِ والعِيدَيْنِ (٢) والإحرَامِ وعَرَفَةَ، ولَيسَ في الْمَذْي والوَدِي غُسلٌ (٣)، وفيهما الوُضُوءُ (٤).

#### والطَّهَارةُ من الأحدَاثِ (٥) جائزَةُ بِمَاءِ السَّمَاءِ والأودِيَةِ والعُيُونِ والآبَارِ (٢) ومَاءِ البِحَارِ (٧)،

(۱) قوله: "وسن رسول الله على الغسل . . إلخ " لأن هذه أوقات اجتماع وازدحام، فسن فيها الاغتسال لئلا يؤذى البعض برائحة البعض، وكذا في الإحرام، لأنه يبقى أيامًا، وقال مالك رحمه الله: غسل الجمعة واجب. وفي المنظومة في مقالة المالك: ويلزم الغسل ليوم الجمعة ، ولا يحل تركه في الشريعة لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أتى الجمعة فليغتسل»، فالأمر للوجوب بحديث غسل يوم الجمعة ، واجب على كل محتلم . قلنا: الأمر ليس للوجوب، كما في الحديث: «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل»، وعليه الجمهور من السلف والخلف، وقال الفقهاء: إنه سنة ليس بواجب .

والجواب عن الحديث الثاني أنه منسوخ، أو هو من باب انتهاء الحكم لانتهاء العلة، لأن الناس كانوا يلبسون الصوف، وكان مسجدهم ضيقًا، فخرج عليه السلام في يوم حارً، وعرق الناس في ذلك الصوف، حتى ظهرت منه رياح ثم كثر الخير، ولبسوا غير الصوف، ووسع مسجدهم، أو المراد بالواجب الثابت، وهو يشمل السنة والفرض والاستحباب، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

واختلف أصحابنا هل غسل الجمعة للصلاة أو لليوم؟ قال أبو يوسف: للصلاة ، وقال الحسن: لليوم ، وفائدته إذا اغتسل قبل طلوع الفجر ، ولم يحدث حتى صلى الجمعة ، يكون آتياً بالسنة عند أبى يوسف وعند الحسن لا ، وكذا إذا اغتسل بعد صلاة الجمعة قبل الغروب يكون آتياً بها عند الحسن ، خلافًا لأبى يوسف، ولو اغتسلت المرأة لا تنال فضيلة الغسل للجمعة عند أبى يوسف، لأنه لا جمعة عليها ، وعند الحسن تنالها ، والغسل للعيدين بمنزلة الغسلة للجمعة . واعلم إنه يقال : غسل الجمعة وغسل الجنابة بضم الغين وغسل الميت وغسل الثوب بفتحها ، وضابطه أنك إذا أضفت إلى المغسول فتحت ، وإذا أضفت إلى غيره ضممت . (من مسكين والفتح والماتح والجوهرة)

- (٢) قوله: "والعيدين . . . إلخ" لأنه عليه السلام كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة ، رواه ابن ماجه في "سننه"، وأما الإحرام فلحديث أخرجه الترمذي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي علي تجرد لإهلاله واغتسل . (الجوهرة)
- (٣) قوله: "وليس في المذى والودى [لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل فحل يمذى وفيه الوضوء»] إلخ" المذى ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة، والودى ماء أصفر غليظ يخرج بعد البول، وكلاهما بتخفيف الياء. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "وفيهما الوضوء" فإن قيل: قد استفيد وجوب الوضوء بقوله: "كل ما خرج من السبيلين" فلم أعادهما؟ قلنا: إنما دخلا هناك ضمنا لا قصدًا، ومن الأشياء ما يدخل ضمنا ولا يدخل قصدًا، كبيع الشرب والطريق، وربما يتوهم أنهما يدخلان. فإن قلت: كيف يتصور الوضوء من الودى وهو قد وجب بالبول السابق، قلت: يتصور فيمن به سلس البول إذا أودى فتوضأ يكون وضوءه من الودى خاصة، ويتصور أيضًا فيمن بال وتوضأ، ثم أودى، فإنه يتوضأ من الودى. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "والطهارة من الأحداث. . . إلخ" طهارة الأحداث هي الوضوء والغسل، والألف واللام للعهد، أي الأحداث التي سبق ذكرها من البول والغائط والحيض والنفاس وغيرها، إنما قال: جائزة، ولم يقل:

### ولا تَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءِ أُعتُصِر (١) منَ الشَّجَرِ والشَّمَرِ (٢)، وَلا بِمَاءِ غَلبَ عَلَيهِ غَيرُه (٣)، فأخرَجَهُ عَن

واجبة؛ لأن معناه إذا اجتمعت هذه المياه أو انفرد أحدها ولم يتضيق الوقت، وإلا فهي واجبة. وقوله: "من الأحداث" ليس هو على التخصيص لأنه لما كان مزيلا للأحداث كان مزيلا للأنجاس بالطريق الأولى. (ج)

(٦) قوله: "بماء السماء . . . إلخ" لقوله تعالى ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَاء مَاءً لِيُطَهّرَكُم ﴾ وقوله عليه السلام : «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه »، وقوله عليه السلام في البحر : «هو الطهور ماءه والحل ميتته»، ومطلق الاسم يطلق على هذه المياه ، لا يقال : كيف جعل ماء العين والبحر غير ماء السماء والكل ماء السماء لقوله عزوجل : ﴿أَلُم تَرَ أَنَّ اللهُ أَنزَلَ مِنَ السّمَاء مَاءً فَسَلَكُه يَنابِيعَ فِي الأرضِ ﴾ لأن القسمة على ما تشهد به المادة ، فلا ينكر ذلك ، كذا في "الهداية" و "العيني" .

(٧) قوله: "وماء البحار [جمع بحر: دريا]" إنما قال: وماء البحار ولم يقل: والبحار، ردّا لقول من يقول: إنه ليس بماء، حكى جابر عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: "التيمم أحب إلى منه"، وبكل هذه المياه المذكورات يجوز الوضوء لقوله عليه السلام: «خلق الماء طهوراً». (الفاتح)

 (١) قوله: "بماء اعتصر [وفي نسخة: بما اعتصر، والمآل واحد]" وإنما قيد بالاعتصار؛ لأنه لو سال بنفسه جاز الوضوء به، إلا أن الحلواني اختار أنه لا يجوز، لأنه يطلق عليه ماء الشجر. (ج)

(٢) لأنه ليس بماء مطلق، فالحكم عند فقده منقول إلى التيمم. (الفاتح)

(٣) قوله: "ولا بماء غلب عليه غيره" اختلفوا فيه: هل الغلبة بالأجزاء أو بالأوصاف، ففي "الهداية" بالأجزاء، هو الصحيح، وفي "الفتاوى الظهيرية": محمد اعتبر اللون، وأبو يوسف اعتبر الأجزاء، وأشار الشيخ إلى أن المعتبر بالأوصاف، والأصح أن المعتبر بالأجزاء، وهو أن المخالط إذا كان ماثعًا، فما دون النصف جائز، فإن كان النصف أو أكثر لا يجوز، ومحمد اعتبر الأوصاف إن غيّر الثلاثة لا يجوز، وإن غيّر واحدًا جاز، وإن غيّر اثنين، فكذا لا يجوز، والتوفيق بينهما إن كان مائعًا جنسه جنس الماء كماء الدباء، فالعبرة للأجزاء، كما قال أبو يوسف، وإن كان جنسه غير جنس الماء، كاللبن فالعبرة للأوصاف، كما قال محمد، والشيخ اختار قول محمد حيث قال: فغير أحد أوصاف، (ج)

واعلم أن عبارات أصحابنا رحمهم الله قد اختلفت في هذا الباب مع اتفاقهم على أن المطلق يجوز استعماله، وما ليس بمطلق لا يجوز، فمنهم من اعتبر الرقة والسيلان، ومنهم من منع بتغير وصف، ومنهم من اعتبر تغير وصفين فأكثر، ومنهم من اعتبر الغلبة بالأجزاء، وذكر الاستحساني أن الغلبة تعتبر من حيث اللون، ثم من حيث الطعم، ثم من حيث الأجزاء، وفي "الينابيع": لو يقع الحمص والباقلا وتغير لونه وطعمه وريحه يجوز الوضوء به، وأشار القدوري إلى أنه إذا غير وصفيين لا يجوز، فلابد من ضابطة موفقة بين الأقوال يحمل كل قول على ما يليق به. فنقول: الماء إذا بقي على أصل خلقته ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به، وإن زال وصار مقيداً لم يجز، والتقييد بأحد الأمرين، إما بكمال الامتزاج أو بغلبة الممتزج، وكمال الامتزاج إما بطبخ بعد الخلط بشيء طاهر لا يقصد به المبالغة في التنظيف، أو بتشرب النبات، وغلبة الممتزج تكون بالاختلاط من غير طبخ، ولا تشرب نبات، ثم المخالط للماء إما جامد أو مائع، فإن كان جامداً فالعبرة لبقاء الرقة والسيلان، فما دام رقيقاً يجرى على الأعضاء، يجوز استعماله، وإن كان مائعاً، فإما أن يخالف الماء في الأوصاف كلها أو بعضها، أو لا يتخالف أصلا، فإن لم يخالفه في الأوصاف كلها أو بعضها، أو لا العبرة في المع لمن عبر الفوماف أو أكثرها، وإن خالفه في البعض كاللين المخالف في اللون والطعم تعتبر الغلبة من العبرة في المنع لتغير الأوصاف أو أكثرها، وإن خالفه في البعض كاللين المخالف في اللون والطعم تعتبر الغلبة من تلك الوجه، فإن غلب لون اللبن، أو طعمه امتنع الجواز، وإلا فلا، فعلى هذا ينبغي أن يحمل جميع ما جاء منهم تلك الوجه، فإن غلب لون اللبن، أو طعمه امتنع الجواز، وإلا فلا، فعلى هذا ينبغي أن يحمل جميع ما جاء منهم تعلى الله المؤلف في الملون والعم عميع ما جاء منهم على هذا ينبغي أن يحمل جميع ما جاء منهم

طَبِعِ الْمَاءِ (١) كَالأَشْرِبَةِ (٢) والخَلِّ (٦) والـمَرَقِ (٤) ومَاءِ البَاقِلاءِ (٥) ومَاءِ الوَرْدِ ومَاءِ الزَردَجِ (٦)، وتجوزُ الطهارةُ بِمَاءِ خَالَطَه شَىءٌ طَاهِرٌ، فغَيَّرَ أَحَدَ أوصَافِه (٧)، كَمَاءِ الْمَدَّ (١)، والماءِ الذِي (٩) يَحتَلِطُ بِهِ الْأَشْنَانُ (١) والصَابُونُ والزَعفَرَانُ .

على ما يليق به، فيحمل قول من قال: إن كان رقيقًا يجوز الوضوء به وإلا فلا على ما إذا كان المخالط به جامدًا، ويحمل قول من قال إن غيّر أوصافه جاز الوضوء به على ما إذا كان المخالط يخالفه في الأوصاف الثلاثة، ويحمل قول من قال إذا غيّر أحد أوصافه لا يجوز الوضوء به على ما إذا كان المخالط يخالفه في وصف واحد أو وصفين، ويحمل قول من اعتبر بالأجزاء على ما إذا كان المخالط لا يخالفه في شيء من الصفات، فإذا نظرت وتأملت ما قاله الأصحاب لا يخرج عن هذا. (من "الفتح" وغيره)

- (١) وهو الرقة والسيلان وتسكين العطش.
- (٢) قوله: "كالأشربة" أى المتخدة من الثمار، كشراب الرمان، ثم إن الشيخ راعى في هذا صيغة اللف والنشر، فقوله اعتصر من الشجر لف، وكذا بما غلب عليه غيره لف أيضًا، وقوله: "كالأشربة" تفسير لما اعتصر من الشجر أو الثمر، وقوله: "كالخل إن كان المخلوط بالماء" فهو مما غلب عليه غيره، وإن كان خالصًا فهو مما اعتصر من الثمر، وقوله: "والمرق" تفسير ما غلب عليه غيره. (الجوهرة النيرة)
  - (۳) سرکه.
  - (٤) شوربا.
- (٥) قوله: "وماء الباقلاء" المراد المطبوخ بحيث إذا برد وثخن، وإن لم يطبخ فهو من قبيل: وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر، والباقلاء إذا شددت اللام قصرت وإذا خففتها مددت، الواحدة باقلاة بالتشديد والتخفيف. (الجوهرة)
  - (٦) معرب زرده که نام درختی است در زبان فارسی .
- (٧) قوله: "أحد أوصافه" التي هي اللون والطعم والريح" إشارة إلى أنه إذا غير الوصفين لا يجوز التوضؤ به، قال في "النهاية": لكن المنقول من الأساتذة أنه يجوز حتى إن أوراق الأشجار وقت الخريف تقع في الحياض فيتغير ماءها من حيث اللون والطعم والريح، ثم إنهم يتوضؤون منه من غير نكير، وكذا أشار إليه الطحاوى، لكن شرط أن يكون باقيًا على رقته، كذا في "العناية".
- (٨) قوله: "كماء المد [السيل] وهو السيل، وإنما خصه بالذكر، لأنه يأتي بغثاء وأشجار وأوراق ولو تغير الماء بطول الزمان أو بالطحلب، كان حكمه حكم الماء المطلق. (الجوهرة النيرة)
- (٩) قوله: "والماء الذي . . . إلخ" لأن اسم الماء باق فيه على الاطلاق، واختلاط القليل من هذه الأشياء لا يمكن الاحتراز عنه، وكذا إذا اختلط الزاج بالماء حتى اسود"، فهو على هذا . (الجوهرة)
- (۱۰) قوله: "الأشنان" گیاهیست شور که در زمین شور روید چون جامه بدان شویند مثل صابون سفید می شود، کذا فی "البرهان".

وكُلُّ مَاء دَائِمٍ (١) إِذَا وَقَعَتْ فِيه نَجَاسَةُ، لَم يَجُز الوُضُوءُ بِه، قَلِيلا كَانَ أَو كَثِيرًا (١)، لأَنّ النّبِيّ وَكُلُّ مَاء دَائِمٍ (١) إِذَا وَقَعَتْ فِيه نَجَاسَة (٣)، فَقَالَ: «لا يَبُولَنَّ أَحَدُ كُم فِي الْمَاء الدَائِم وَلا يَغتَسِلَنَّ فَقَالَ: هلا يَبُولَنَّ أَحَدُ كُم مِن مَنَامِه فَلا يَغمِسَنَّ يَدَهُ فِي الإَنَاء فِيهِ مِنَ الْجَنَامِةِ»، وقَالَ عَلَيه السّلامُ: «إِذَا استَيقَظَ أَحَدُ كُم مِن مَنَامِه فَلا يَغمِسَنَّ يَدَهُ فِي الإِنَاء حَتَّى يَغسَلَهَا ثَلاثًا (١) فَإِنّه لا يَدرى أينَ (٥) بَاتَتُ يَدُهُ (١).

وأمّا الْمَاءُ الجارِئ (١) إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الوُّضُوءُ مِنهُ، إِذَا لَم يُرَلَهَا أَثرٌ (١). لأنّهَا لاتَستَقِرَّ مَعَ جَرَيَانِ الْمَاءِ، والغَدِيرُ العَظِيمُ (٨) الذِي لا يَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيهِ بِتَحرِيكِ الطَرفِ الآخِرِ،

(١) قوله: "وكل ماء دائم إذا وقعت فيه نجاسة. . . إلىغ" وكذا إذا غلب على ظنه ذلك، وأراد به غير الجاري، أو ما هو في معناه كالغدير العظيم. (الجوهرة النيرة)

(٢) قوله: "قليلاكان أو كثيرًا" أى كان موضع الوقوع قليلا أو كثيرًا، فإن الماء إذا كان قليلا يتنجس موضع الوقوع، وما حوله أيضًا، وأما إذا كان كثيرًا يتنجس موضع الوقوع فقط، ولا يتنجس ما حوله، كذا في "النافع"، أيها الناظر انظر! إلى شفقة المصنف رحمه الله ولطفه حيث ارتكب إلى الدليل في "المختصر"، وإن كان مخالفًا للمختصرات، فقال: لأن النبي ﷺ. . . إلخ . (الفاتح)

 (٣) قوله: أمر بحفظ الماء. . . إلخ إنما قال: أمر وهو النهى، لأن النهى عن الشيء أمر لضده عند عامة المشايخ. (الجوهرة)

(٤)قوله: "ثلاثًا" والمبالغة في الأمر بالغسل عند توهم النجاسة دليل على تنجس الماء بالنجاسة وإن قلت، كذا في "الخلاصة". (الفاتح)

(٥) يعني في مكان طاهر أو نجس.

(٦) قوله: "وأما المماء الجارى . . . إلخ "حد المجارى ما لا يتكرر استعماله ، وقيل: ما يذهب بتبِنَة ، ولا جلس الناس صفوفًا على شط نهر وتوضؤوا منه جاز ، وهو الصحيح ، وعن أبى يوسف رحمه الله قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله الجارى يغتسل فيه رجل من جنابة ، هل يتوضأ رجل أسفل منه؟ قال: نعم . (الجوهرة)

(٧) قوله: "أثر . . . إلخ "الأثر هو اللون والطعم والرائحة ، وهذا إذا كانت النجاسة مائعة ، أما إذا كانت دابة ميتة إن كان الماء يجرى عليها ، أو على أكثرها ، أو نصفها لا يجوز استعماله ، وإن كان يجرى على أقلها ، وأكثره يجرى على مكان طاهر ، وللماء قوة ، فإنه يجوز استعماله إذا لم يوجد للنجاسة أثر ، وفي "شرح ابن أبي عوف" : إذا كانت النجاسة مرئية كدابة ميتة لم يجز الوضوء مما قرب منها ، ويجوز مما بعد ، وهذا إنما هو قول أبي يوسف خاصة ، وأما عندهما : فلا يجوز الوضوء من أسفلها أصلا . (الجوهرة النيرة)

(A) قوله: "الغدير العظيم. . . إلخ" التحريك عند أبي حنيفة رحمه الله يعتبر بالاغتسال من غير عنف، لا بالتوضؤ، لأن الحاجة إلى التوضؤ، لأن الوضوء يكون في البيوت غالبًا، وعند أبي يوسف يعتبر باليد، لأن هذا أدنى ما يتوصل به إلى معرفة الحركة، وعند محمد بالتوضؤ، غالبًا، وعند أبي يوسف يعتبر باليد، لأن هذا أدنى ما يتوصل به إلى معرفة الحركة، وعند محمد بالتوضؤ، وصحح في "الوجيز" قول محمد، ووجهه أن الاحتياج إلى التوضؤ أكثر من الاحتياج إلى الاغتسال، فكان الاعتبار به أولى، وهذا التقدير في الغدير قول العراقيين بأن يكون بحيث لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر، وبعضهم قدره بالمساحة بأن يكون عشرة أذرع طولا في عشرة أذرع عرضًا بذراع الكرباس توسعة في الأمر على

إذَا وقَعَتْ في أَحَدِ جَانِبَيهِ نَجَاسَةٌ، جَازَ الوُضُوءُ مِنَ الجَانِبِ الآخِرِ (١)، لأنّ الظَاهِرَ (٢) أنّ النَجَاسَةَ لا تَصلُ إِلَيه (٣).

ومَوتُ مَالَيسَ لَه (٤) نَفْسُ سَائِلَةٌ (٥) فِي الماءِ لا يُفسِدُ الماءَ كالبَقّ (٢) والذُبابِ (٧) والزَنَابِير (٨) والعَقَارِبِ (٩) وموتُ ما يَعِيشُ فِي الماءِ (١٠) إذَا مَاتَ فِي الماءِ ، لا يُفسِدُ الماءَ ،

الناس.

قال في "الهداية": وعليه الفتوى وهو اختيار البخاريين، وذراع الكرباس سبع قبضات، وهو أقصر من ذراع الحديد بقبضة، وأما حد العمق فالأصح أن يكون بحال لا ينحصر الأرض بالاغتراف، وعليه الفتوى، وقيل: مقدار ذراع، وقيل: مقدار ذراع، وقيل:

- (١) قوله: "جاز الوضوء. . . إلخ" فيه إشارة إلى تنجس موضع الوقوع سواء كانت النجاسة مرئية أو غير مرئية، وهو اختيار العراقيين، وعند الخراسانيين والبلخيين إن كانت مرئية، فكما قال العراقيون، وإن كانت غير مرئية يجوز التوضؤ من موضع الوقوع، وهو الأصح، كما في "الوجيز". (الجوهرة)
- (٢) قوله: "لأن الظاهر . . . إلخ" وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز التوضؤ من الجانب الذي وقع فيه نجاسة مرئية ، وأيضًا أشار إلى أنه لا يجوز التوضؤ إذا وقع في وسطه على كل حال فتأمل فإنه دقيق . (الفاتح)
  - (٣) لاتساعه وتباعد أطرافه. (الجوهرة)
- (3) قوله: "وموت ما ليس له نفس سائلة. . . إلخ " و "موت ما ليس . . . إلخ " مبتدأ ، وخبره " لا يفسد الماء "أى موت حيوان ليس له دم سائل في الماء الدائم القليل لا يفسد الماء خلافًا للشافعي في غير السمك له أن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة ، ولتحليل أجزاء الميتة في الماء ، بخلاف دودة النحل وسوس الثمار ، لأن فيه ضرورة ، ولنا ما روى سلمان الفارسي رضى الله عنه أن النبي شريط عن إناء فيه طعام أو شراب يموت فيه ما ليس له نفس سائلة ، فقال عليه السلام : هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه . ثم الدليل على كون الدم معدوما في هذه الحيوانات دوام سكونها في الماء ، لأن الدموى لا يسكن في الماء لمضادة بين الماء والدم طبعا ، لأن الماء بارد رطب ، والدم حار رطب ، والمنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزاءه عند الموت حتى حل المذكي لانعدام الدم فيه ، ولا دم فيها ، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالتراب ، وتقييده بالماء ليس بشرط ، بل يطرد في الماء وغيره ، لأن عدم التنجيس فيه لعدم الدم ، لا للمعدن ، وكذا إذا مات خارج الماء ثم ألقى فيه لا ينجسه أيضًا . (المستخلص وغيره ملخصًا)
  - (٥) قوله: "نفس سائلة" أي دم سائل، والدليل على أن الدم يسمى نفساً قول الشاعر: تسيل على حد السيوف نفوسنا وليس على غير السيوف تسيل (الجوهرة النيرة)
    - (٦) يشه .
    - (٧) مگس.
    - (٨) جمع زنبور .
    - (٩) جمع عقرب يعني كژدم.
- (١٠) قوله: "وموت ما يعيش . . . إلخ " وهو الذي يكون توالده ونشؤه في الماء ، سواء كان له دم سائل أو

كالسمك (١) والضفدع (٢) والسرطان (٣).

والماءُ المُستَعمَلُ (١١) لا يَجُوزُ استِعمَالُه فِي طَهَارَةِ الأحدَاثِ (١٢)، والماءُ المُستَعمَلُ كلُّ ما أزيلَ به حَدَث (١٢)، أو (١٤) استُعمِلَ فِي البَدَن (١٥) عَلى وَجهِ القُربَةِ.

لا في ظاهر الرواية، وعند أبي يوسف رحمه الله: إذا كان له دم سائل أوجب التنجيس، واحترز بقوله: يعيش فيه عما يتعيّش فيه، ولا يتنفس فيه، كطير الماء، فإنه ينجسه، وقيد بالماء إذ لو مات في غيره أفسده عند بعضهم، وإليه أشار الشيخ، وقيل: لا يفسده، وهو الأصح. (الجوهرة النيرة)

- (١) قوله: "كالسمك" قدّم السمك؛ لأنه مجمع عليه لا خلاف فيه لأحد، والباقى فيه خلاف الشافعي، فإنه عنده يفسده إلا السمك. (الجوهرة)
  - (٢) بكسر الضاد والدال بمعنى غوك، هندى مينذك.
    - (٣) کيکڙا

(١١) قوله: "والماء المستعمل. . . إلخ" واختلف في صفته ، فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة غليظة حتى لو أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم منع من الصلاة ، وهذا بعيد جدًا ، لأن الثياب لا يمكن حفظها من يسيره ، ولا يمكن التحرز عنه ، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه نجس نجاسة مخففة ، كبول ما يؤكل لحمه ، وبه أخذ مشايخ بلخ ، وروى محمد عن أبي حنيفة : أنه طاهر غير مطهر للأحداث ، كالخل واللبن ، وهذا هو الصحيح ، وبه أخذ مشايخ العراق ، وعليه الفتوى . (الجوهرة وغيرها)

(١٢) قوله: "في طهارة الأحداث" قيد بالأحداث لأنه يزيل الأنجاس فيما روى محمد رحمه الله عن أبى حنيفة رحمه الله، ويعرف حكم الماء المستعمل بما جمع صاحب النظم، وعقد في سلك النظم، وهو قوله: شعر:

والماء المستعمل في الأبدان فذلك كالخمر عند النعمان في الأبدان ويشبه الخل عند السرباني (الفاتح)

(١٢) قوله: "والماء المستعمل كل ماء... إلخ" اعلم أن في الماء المستعمل اختلافات كثيرة: الأول: أنه بما يصير مستعملا، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: برفع الحدث، أو بالاستعمال على وجه القربة.

وقال محمد: يصير مستعملا باستعماله على وجه القربة.

والثاني: أنه متى يصير مستعملا.

فعند أبي حنيفة: كلما زال عن العضو صار مستعملا، كذا في "الهداية" و "المحيط" و "الظهيرية".

وقالا: إذا استقر في مكان واحد، سواء كان أرضًا أو إناء، أو كف المتوضيع، واختار صاحب "الكنز" والصدر الشهيد هذا لمكان الضرورة، وفي "الخلاصة": هو المختار، وبه أفتى الإمام المرغيناني.

والثالث: في حكمه، فقال المالك: وهو أحد قولي الشافعي: إنه مطهر، وقال زفر: إن كان مستعمله متوضعًا، كان الماء طهورًا، وإن كان محدثًا فطاهر غير مطهر.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هو نجس، فعند أبى حنيفة بالنجاسة المغلظة، وعند أبي يوسف بالمخفّفة، وقال محمد: هو طاهر غير مطهر، واختار صاحب "الكنز" هذا، وهو ظاهر الرواية، وعليه الفتوى.

فقولهُ: "أزيّل به حدْث " بأن توضأ متبرّدًا، أو علّم إنسانًا الوضوء، أو غسل أعضاءه من وسخ، أو تراب، وهو في هذا كله محدث، وقوله: "على وجه القربة" بأن توضأ، وهو طاهر بنية الطهارة.

ويتفرع من هذا أربع مسائل:

# وكُلُّ إِهَابِ<sup>(۱)</sup> دُبِغَ <sup>(۱)</sup>، فقَدْ طَهُر، جَازَتِ الصَلاةُ فِيهِ <sup>(۳)</sup>، والوُضُوءُ مِنهُ، إلا جِلدَ الخِنزِيرِ والآدَميِّ أَل مَيتَة وعَظمُهَا طاهرٌ<sup>(٥)</sup>.

إذا توضأ المحدث، ونوى القربة، صار مستعملا إجماعًا.

وإذا توضأ الطاهر، ولم ينوها، لا يصير مستعملا إجماعًا.

وإذا توضأ الطاهر ونواها، صار مستعملا إجماعًا؛ لأن عند أبي يوسف وأبي حنيفة يصير مستعملا بأحد الشرطين: إما أن يستعمله بنية القربة، أو يرفع به الحدث.

والرابعة: وهي مسألة الخلاف، وهي إذا توضأ المحدث ولم ينوها، فعندهما: يصير مستعملا، وعند محمد: لا يصير مستعملا، ولو كان جنبًا واغتسل للتبرّد، صار مستعملا عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا لمحمد رحمهم الله تعالى. (الجوهرة والمستخلص وغيرهما)

#### (١٤) أو هذا لمنع الخلو .

(١٥) قوله: "أو استعمل في البدن" قيد به، لأنه ما كان من غسالة الجمادات كالقدور والقصاع والحجارة والإناء لا يكون مستعملا، وكذا إذا غسل ثوبًا من الوسخ من غير نجاسة لا يكون مستعملا. (من "الجوهرة")

(١) قوله: "وكل إهاب [-بكسر الأول- قيل: وهو الجلدة مطلقًا، وقيل: غير مدبوغ]... إلخ" قال في "المغرب": الإهاب: الجلد غير المدبوغ، كذا في "المستصفى"، وفيه كلام، لأنه يشمل جلد المذبوح وغير المذبوح، والحال أن جلد المذبوح طاهر بغير دباغة، ويشهد عليه قول صاحب الوقاية، وما طهر جلده بالدبغ طهر بالذكاة، فلا يستقيم القول الإهاب الجلد الغير المدبوغ اللهم إلا أن يراد منه المعنى اللغوى، وفي الشرع: اسم جلد الحيوان الغير المذبوح - تأمل - .

أو يقال: من قبيل ذكر العام، وإرادة الخاص، وأيّا ما كان لا يخلو عن تعسف، والإهاب إذا دبغ يسمى أديًا، وكل جلد يطهر بالدباغ، فإنه يطهر بالذكاة، وما لا فلا .

وفى "الهداية": ما طهر بالدباغ طهر بالذكاة، وكذا لحمه في الصحيح، وإن لم يكن مأكولا، وفي الفتاوى: الصحيح إنه لا يطهر لحمه، وفي "النهاية": إنما يطهر لحمه إذا لم يكن نجس السؤر، ثم على قول صاحب "الهداية": إنما يطهر لحمه وجلده بالذكاة إذا وجدت الذكاة الشرعية، بأن كان المذكى من أهل الذكاة بالتسمية، أما إذا كان مجوسيًا، فلابد في الجلد من الدباغ، لأن فعله إماتة لا ذكاة، فيشترط أيضًا أن تكون الذكاة في محلها، وهو ما بين اللبة واللحيين، وقميص المحية طاهر، كذا في الحلواني، وجلدها نجس لا يطهر بالدباغة، لأنه لا يحتملها. (الجوهرة والفاتم)

- (۲) قوله: "دبغ" فيه إشارة إلى أنه يستوى أن يكون الدباغ مسلمًا أو كافرًا، أو صبيا أو مجنونا أو امرأة، وجلد الكلب يطهر بالدباغ عندنا، وقال الشافعي: لا يطهر، والدباغة نوعان: حقيقي كالشَّت والقَرَظ وقشور الرمان وأشباه ذلك، وحكمي كالشمس والتراب، فإن عاد في المدبوغ بالحكمي الماء، ففيه روايتان: في رواية: يعود نجسًا، وفي رواية: لا يعود نجسًا، قال الخجندي: وهو الأظهر. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "جازت الصلاة . . . إلخ فإن قيل: لم لم يقل: عليه وقال فيه؟ قلنا: فيه فائدة ، لأنه لما جازت الصلاة وهو لابسه ، فالأولى أن يجوز الصلاة عليه ، لأن اتصال اللابس بالثوب أكثر من اتصال المصلى بالمصلى ، لأن المصلى يجاور الصلاة واللابس يلازمه . فإن قيل: هذا موضع تطهير الأعيان النجسة ، فلم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا ؟ قلنا: لأجل قوله: والوضوء منه . (الفاتح)
- (٤) قوله: "إلا جلد الخنزير [لنجاسة عينه] والآدمي [لكرامته، وإنما أخّره لأن الموضع موضع إهانة،

# وإذَا وَقَعَتْ في البِنْرِ نَجَاسَةٌ (١) نُزِحَتْ (٢)، وكَان نَزْحُ مَا فيهَا مِنَ المَّاءِ طَهَارَةً (٣) لها، فَإِن ماتت فيهَا فَأرَةٌ (١٤) أو عُصفُورةٌ (٥)، أو صَعوةٌ (٦)، أو سُودَانيةٌ (٧)، أو سَام ّأبرَص (٨)، نُزِحَ منهَا (٩) ما بَينَ عشرينَ

والتأخير في مقام التعظيم]" وفي هذا الاستثناء دلالة على طهارة جلد الكلب بالدباغ، وقد بيناه، وكما يطهر جلده بالدباغ، فكذا بالذكاة، والفيل كالخنزير عند محمد: لا يطهر جلده بالدباغ، وعظامه نجسة لا يجوز بيعها، ولا الانتفاع بها، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا بأس ببيع عظامه، ويطهر جلده بالدباغة، كذا في الخجندي. اعترض عليه بأن استثناء جلد الآدمي مع جلد الخنزير يدل على أنه لا يطهر بالدبغ، وليس كذلك، بل صرح في "العناية": بأنه إذا دبغ طهر، أجيب بأن المراد من طهارته جواز الاستعمال، فالاستثناء من المراد، لا من الملفوظ -فليتأمل -.

قال في "النهاية": هذا الاستثناء كاستثناء كل إنسان ذو أب وأم إلا آدم وعيسى عليهما الصلاة والسلام، فآدم مستثنى منهما، وعيسى من أحدهما، وهو الأب، فكذا جلد الخنزير مستثنى منهما وهما الطهارة وجواز الاستعمال والوضوء وجلد الآدمى مستثنى من أحدهما، وهو جواز الاستعمال، كذا في "الجوهرة" و "الفاتح".

(٥) قوله: "وشعر الميتة وعظمها طاهر [أى كل واحد منهما]" أراد ما سوى الخنزير ولم يكن عليه رطوبة، ورخص في شعره للخزازين للضرورة، لأن غيره لا يقوم مقامه عندهم، وعن أبي يوسف: أنه كره أيضاً لهم، ولا يجوز بيعه في الروايات كلها. والريش والصوف والوبر والقرن والخف والظلف والحافر كل هذه طاهرة من الميتة، سوى الخنزير، وهذا إذا كان الشعر محلوقًا أو مجزوزًا فهو طاهر، وإن كان منتوفا فهو نجس، وعن محمد في نجاسة شعر الآدمي وظفره وعظمه روايتان، فبنجاسته أخذ الماتريدي، وبطهارته أخذ أبو القاسم الصفار، واعتمدها الكرخي، وهو الصحيح، وعند الشافعي: شعر الميتة وعظمها نجس، وعند مالك: عظمها نجس، وشعرها طاهر، ولم يذكر الشيخ بيض الميتة ولبنها، فنقول: الدجاجة إذا ماتت وخرجت منها بيضة بعد موتها، فهي طاهرة يحل أكلها عندنا، سواء اشتد قشرها أم لا، لأنه لا يحلها الموت.

وقال الشافعي: إن اشتد قشرها فكذلك، وإن لم يشتد، فهي نجسة، لا يحل أكلها، وإن ماتت شاة، فخرج من ضرعها لبن، قال أبو حنيفة: هو طاهر يحل شربه، ولا يتنجس بنجاسة الوعاء، وعندهما: هو طاهر في نفسه، لأنه لا يحله الموت إلا أنه يتنجس بنجاسة الوعاء، فلا يحل شربه، وعند الشافعي: هو نجس، فلا يحل شربه، (الجوهرة النيرة)

- (۱) قوله: "نجاسة [وإن قل كقطرة بول أو دم أو خمر]... إلخ "كالبول ولو قطرة والدم والخمر، وأما بعر الغنم والإبل، فلا ينجسه ما لم يفحش استحسانًا، والفاحش قيل ثلاثة، وقيل ما غطى وجه الماء، وقيل: ما غطى ربعه، وقال محمد بن سلمة: ما لا يخلو كل دلو عن بعرة أو بعرتين، وقيل: ما يستكثره الناظر، وهو المعتبر المروى عن أبى حنيفة على ما في "الهداية"، ولا فرق بين الصحيح والمنكسر واليابس والرطب، كذا في "شرح الطحاوى".
- (٢) قوله: "نزحت" يعنى البئر بعد إخراج النجاسة والمراد ماءها، ذكر المحل وأراد به الحال، كما يقال: جرى النهر، وسال المئزاب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرِيّةَ﴾. (الجوهرة النيرة)
- (٣) قوله: "طهارة لها" لأن ابن عباس رضى الله حكم بذلك حين نزح الزمزم، وفيه إشارة إلى أنه يطهر الوحل والأحجار والدلو والرشاء ويد النازح. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "فإن ماتت فيها فأرة [موش]. . . إلخ "إنما يكون النزح بعد إخراج الفأرة ، أما ما دامت فيها ، فلا يعتد بشيء من النزح . (الجوهرة النيرة)

دَلوًا(۱) إلى ثَلاثينَ (۲) بِحَسَبِ كِبَرِ الدَلوِ وصِغَرِها (۳) ، وإن ماتَتْ فيهَا حَمامَةٌ (١) أو دَجَاجَةٌ أو سِنّورٌ (٥) ، نُزِحَ مِنهَا مابَينَ أربَعِينَ دَلوًا (٢) إلى حَمسِينَ (٧) ، وإن ماتَ فيهَا كَلْبٌ (١) أو شَاةٌ (٩) أو اَدَمِي (١٠)

- (٥) كنجشك.
  - (٦) ممولا.
- (۷) بهجنگا.
- (٨) قوله: "أو سام أبرص -بتشديد الميم- [توعيست از چلپاسه، هندى: گرگت]" الوزع الكبير، وهما اسمان جعلا اسمًا واحدًا، فإن شئت أعربت الأول، وأضفت إلى الثانى، وإن شئت بنيت الأول على الفتح، وأعربت الثانى بإعراب ما لا ينصرف، وإن شئت بنيتَهما جميعًا على الفتح مثل خمسةً عَشَرَ. (الجوهرة)
- (٩) قوله: "نزح منها [بعد إخراج الواقع]. . . إلغ " إخراج عشرين لما روى أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى على أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر أنه ينزح منها عشرون دلواً وسطاً ، أو ثلاثون ، وكلمة أو لأحد الشيئين ، فكان الأقل ثابتاً بيقين ، والأكثر يؤتى به كيلا يترك اللفظ المروى ، وإن كان مستغنى عنه في العمل ، وهو معنى الاستحباب ، وهذا الحكم المذكور في الكتاب إذا لم تكن الفأرة هاربة من الهرة ولا مجروحة ، أما إذا كان كذلك ينزح جميع الماء ، وإن خرجت حية ، لأنها تبول إذا كانت هاربة ، وكذا الهرة إذا كانت هاربة من الكلب ، أو مجروحة ينزح كل الماء ، لأن البول والدم نجاسة مائعة ، وإنما قيد بالموت لأنه لو أخرج ما وقع فيه حيا لا يتنجس إلا في الكلب والخنزير وفي غيرهما ينظر إن أصاب فمه الماء وسؤره نجس ، فالماء نجس ، وإن كان سؤره مكروها فالماء مكروه ، وإن كان مشكوكا ، فمشكوك ينزح ماء البئر كله ، وإن لم يصب فمه الماء لا ينزح شيء ، وهل تطهر البئر بالدلو الأخير إذا انفصل عن الماء ، أو حتى يتنحى عن رأس البئر ؟ فعند أبي يوسف : حتى يتنحى عن رأس البئر ، وعند محمد : بالانفصال عن الماء ، وفائدته فيما إذا أخذ من ماء البئر بعد الانفصال من الماء قبل أن يتنحى عن رأس البئر ، فعند أبي يوسف : نجس ، وعند محمد : طاهر ، وهل تشترط المتابعة في النزح أم لا؟ عندنا لا تشترط ، وعند المسكين المستخلص والنهاية)
  - (١) إيحابًا.
  - (٢) استحالًا.
- (٣) قوله: "بحسب كبر الدلو [وقيل: بحسب الفأرة وصغرها، وقيل: بحسب البئر]... إلخ "قال الإمام بدر الدين: الكبير ما زاد على الصاع، والصغير ما دونه، والأصل في الدلو دلو الوسط، وهو ما يسعه صاع، وفي "الجوهرة": بدل هذه العبارة بحسب كبر الحيوان وصغره... إلخ، الكبر -بضم الكاف وإسكان الباء للجئة، وكذا الصغر بضم الصاد وفتح الغين الغين، وأما بكسر الكاف وفتح الباء وبكسر الصاد وفتح الغين فللأسن، ومعنى المسألة إذا كان الواقع كبيراً والبئر كبيرة، فالعشرة مستحبة، وإن كانا صغيرين، فالاستحباب دون ذلك، وإن كان أحدهما صغيراً والآخر كبيراً، فخمس مستحبة، وخمس دونها في الاستحباب، وعبارة "الجوهرة" أحسن، لأن بيان الدلو يأتي بعد عن قريب -فتأمل -. (الفاتح والجوهرة وغيرهما)
  - (٤) كبوتر .
  - (٥) گربه.

معسسر المتعرِّري نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، وإِن انتَفَخَ الحَيوانُ فِيهَا (١) أُو تَفَسَّخَ (٢) ، نُزِحَ جَمِيعُ مَا فيهَا (٣) ، صَغُرَ الحَيوانُ أُو كَبُرَ .

وعَدَ دُ الدَلاء (') يُعتَبَرُ بِالدَلو الوَسَط (°) المُستَعمَلِ للآبَارِ في البُلدَ ان، فإن نُزِحَ منها بِدَلو عَظيم، قُد ّرَ ما يَسَعُ مِن الدِلاء الوَسَطِ أُحتُسِبَ بِه (٦)، وإن كَانَ البِئرُ مُعَيّنًا (٧) لا يُنزَحُ، ووَجَبَ نَزْحُ ما

(٦) قوله: "نزح منها ما بين أربعين [وجوبًا]. . . إلخ" أى ينزح أربعون دلوًا وسطًا بنحو حمامة في الجسد كالدجاجة والسنور، لما روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال: في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلوًا، والأول لبيان الإيجاب، والثاني لبيان الاستحباب، والثاني لبيان الاستحباب، وفي السنورين والدجاجتين والحمامتين ينزح كل الماء. (الجوهرة والمستخلص وغيرهما)

- (٧) استحبابًا، وفي رواية: أي ستين.
- (٨) قوله: "وإن مات فيها كلب" اعلم أن موت الكلب ليس بشرط حتى لو خرج حيا ينزح جميع الماء، وكذا كل من سؤره نجس أو مشكوك فيه، يجب نزح الكل، وإن خرج حيّا، ومن سؤره مكروه إذا خرج حيّا، فالماء مكروه ينزح منه عشر دلاء، والشاة إذا خرجت حية ولم تكن هاربة من السبع، فالماء طاهر، وإن كانت هاربة ينزح كل الماء عندهما، خلافًا لمحمد. (الجوهرة النيرة)
  - (۹) گوسفند.
- (١٠) قوله: "آدمي. . . إلخ" لأن ابن عباس وابن الزبير رضى الله عنهما أفتيا بنزح الماء كله حين مات الزنجي في بئر زمزم، ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة، فكان إجماعًا، رواه الطحاوي.
- (۱) قوله: "وإن انتفخ [اماسيد]... إلخ" أى ينزح الماء كله بانناخ حيوان أو تفسخه فيه، سواء كان الحيوان صغيرًا أو كبيرًا، ولا يجب نزح الطين لمكان الحرج، بل يجب نزح كل الماء لانتشار البلة في أجزاء الماء، لأن عند الانتفاخ والتفسخ ينفصل منها بلة، وتلك البلة نجاسة مائعة بمنزلة القطر من الخمر والبول، كذا في "المستخلص"، الانتفاخ: أن تتلاشى أعضاءه، والتفسخ: أن تتفرق عضوًا عضوًا. (الجوهرة النيرة)
  - (٢) تقطع وتفتت.
  - (٣) لانتشار البلّة في أجزاء الماء.
    - (٤) جمع دلو ، هندي: دُول.
  - (٥) لأنه أعدل والمعتبر في كل بئر دلوها، فإن لم يكن لها دلو يتخذ لها دلو يسع صاعًا. (الجوهرة النيرة)
- (٦) قوله: "احتسب به [أى بالوسط]" أى بالوسط، لحصول المقصود مع قلة التقاطر حتى لو كان دلو عظيم يسمع عشرين دلواً وسطًا مثلا، ونزح به مرة واحدة فيما إذا وقع فيها فأرة، حكم بطهارة البير، صرح به فى "الخلاصة"، وقال زفر والحسن بن زياد: لا يجوز، لأن عند تكرار النزح ينبع الماء من أسفلها، ويؤخذ من أعلاها، فيكون فى حكم الجارى، وهذا لا يحصل بنزح الدلو العظيم مرة أو مرتين، قلنا: معنى الجريان ساقط؟ لأنه يحصل بدون النزح. (الجوهرة النيرة)
  - (٧) جاريًا.

فيهَا أخرجُو إمقد ارَ ما فيهَا من الماء (١).

وعَـن مُحَمّد بنِ الْحَسَنِ رَحِمَـهُ اللهُ تَعَـالى: أنّه قَالَ: يُنزَحُ مِنهَا مِائَتَا دَلوٍ إِلَى ثَلاثِمائَة، وإذَا وُجِدَ فِي البِئرِ فَأَرةٌ مَيتةٌ (١) أو غَيرُهَا، ولا يَدرُونَ مَتَى وَقَعَتْ، ولَم تَنتَفخ ولَم تَنفَضِ وَلَم تَنتَفخ وَلَم تَنفَضِ وَاللهُ مَاءُها (١) وَاللهُ مَاءُها (١) وإن انفَسخَ أَعَادُوا صَلاةَ يُومٍ ولَيلة (١) إذا كَانُوا تَوضَّوُ وامِنهَا، وَغَسَلُوا كُل شَيء أَصَابَه مَاءُها (١) وإن انتفَختَ (٥) أو تَفسّخت أَعَادُوا صَلاةً ثَلاثة (١) أيّامٍ ولَيالِيهَا في قُول أبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمّدٌ رَحِمَهُ مَا اللهُ تَعَالَى: ليس عَليهِم إعَادَةُ شَيءٍ حَتّى (١) يَتحَقَقُوا مَتى وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمّدٌ رَحِمَهُ مَا اللهُ تَعَالَى: ليس عَليهِم إعَادَةُ شَيءٍ حَتّى (١) يَتحَقّقُوا مَتى

(١) قوله: "مقدار ما فيها [فيه إشارة إلى أن الاعتبار للماء الذي كان في وقت وقوع النجاسة]. . . إلخ " وفي معرفة ذلك ستة أوجه: وجهان عند أبي حنيفة رحمه الله: أحدهما: يؤخذ بقول أصحاب البئر إذا قالوا بعد النزح: ما كان في بئرنا أكثر من هذا، والثاني: ينزل البئر رجلان لهما معرفة بأمر الماء، ويقولان بعد النزح: ما كان فيها أكثر من هذا، وهذا أشبه بالفقه، لأن الله تعالى اعتبر قول رجلين، فقال: ﴿يَحكُمُ بِه ذَوا عَدلِ منكُم﴾ .

وعند أبى يوسف: وجهان أيضًا: ، أحدهما: أن يحفر حفرة بقدر طول الماء وعرضه وعمقه ، وتجصص بحيث لا تنشف ويصب فيها ما ينزح منها حتى تمتلئ. والثانى: أن يجعل فيها قصبة ويجعل لمبلغ الماء علامة ، فينزح منها عشرون مثلا، ثم تعاد القصبة فينظر كم نقص ، فينزح لكل قدر من ذلك عشرون . وعند محمد وجهان: أحدهما: ما في المتن ، والثانى: ما بين ما ثتين وخمسين إلى ثلاثمائة ، وكأنه بنى جوابه على ما شاهد في آبار بلده ، وفائدة الخلاف بين ما في المتن ، والوجه الثانى أنه يكتفى بنزح مائتين وعشرين على ما في المتن ، ولا يكتفى به على الوجه الثانى ، كذا في "الجوهرة"

(٢) قوله: "ميتة . . . إلخ" ميتة بالتخفيف، لأن بالتشديد يطلق على الحي، قال الله تعالى : ﴿إِنَّكَ مَيَّتُ﴾ أي ستموت، وما قد مات يقال له : ميت بالتخفيف، وقال الشاعر :

ومن يك ذا روح فذاك ميِّت وما المَيْتُ إلا من إلى القبر يُحمَلُ (الجوهرة)

(٣) لأنه أقل المقادير في باب الصلاة وما دونه ساعات لا تضبط لتفاوتها، كذا في "البداية" وغيرها.

(٤) قوله: "وغسلوا كل شيء أصابه ماءها" أي غسلوا ثيابهم من نجاسته، أما إذا توضؤوا منها وهم متوضئون، أو غسلوا ثيابهم من غير نجاسة، فإنهم لا يعيدون إجماعًا، كذا أفاد شيخنا موفق الدين رحمه الله، والمعنى فيه أن الماء صار مشكوكًا في طهارته ونجاسته، فإذا كانوا محدثين بيقين، لم يزل حدثهم بماء مشكوك فيه، وإذا كانوا متوضئين لا تبطل صلاتهم بماء مشكوك في نجاسته، لأن اليقين لا يرتفع بالشك/ الجوهرة.

(٥) لأن الانتفاخ دليل لتقادم العهد، وأدنى حد التقادم ذلك.

(٦) قوله: "ثلاثة أيام ولياليها. . . إلخ" لأن وقوع الحيوان الدموى في الماء سبب لموته، لا سيما في البئر،
 وزمان الوقوع سابق على زمان الوجود، فقدر بثلاثة أيام؛ لأنه لا ينتفخ إلا بعد ثلاثة أيام. (الفتح ملخصًا)

(٧) قوله: "حتى يتحققوا. . . إلخ" اعلم أن أبايوسف كان يقول أولا: بقول أبى حنيفة رحمه الله حتى رأى طائرًا في منقاره فأرة ميتة ألقاها في بئر ، فرجع إلى قول محمد، لأنهم على يقين من طهارة البير فيما مضى ، وفي شك في نجاستها الآن ، فلا يزول اليقين بالشك ، وأبو حنيفة رحمه الله يقول: قد زال هذا الشك بيقين النجاسة ، فوجب اعتباره ، ولأن للموت سببًا ظاهرًا ، وهو الوقوع في الماء ، فيحال بالموت عليه ، وعدم الانتفاخ في الماء دليل

رر ر . وقعت

#### وسُؤْرُ الآدَمِى (1) ومَايُؤْكَلُ لَحمُه (1) طَاهِرٌ (1)، وسُؤْرُ الكَلْبِ والخِنزيرِ (1)، وسِبَاعِ (1)

قرب العهد، فقدر بيوم وليلة، والانتفاخ دليل التقادم، فقدر بالثلاث.

ألا ترى أن من دفن قبل أن يصلى عليه ، فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام ، ولا يصلى عليه بعد ذلك ، لأنه يتفسخ ، كذا في "الجوهرة".

-وفي "القنية": إذا كان عمق ماء البئر عشر أذرع فصاعدًا لا يتنجس في أصح الأقوال، ونقل عن جميع التفاريق أنه إذا كان الماء فيها بقدر الحوض الكبير لا يتنجس، كذا في "النقاية". (المعتصر الضروري)

(١) مبتدأ.

(٢) قوله: "وسؤر . . . إلخ" لما فرغ عن بيان فساد الماء وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه ذكرهما باعتبار ما يتولد منها، وهو السؤر، والسؤر بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء وغيره، وهو على خمسة أنواع، سؤر طاهر بالاتفاق، وسؤر نجس بالاتفاق، وسؤر مختلف فيه، وسؤر مكروه، وسؤر مشكوك، أما الطاهر فسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه، ويدخل فيه الجنب والحائض والنفساء والكافر إلا سؤر شارب الخمر، ومن دمي فوه إذا شربا على فورهما فإنه نجس، فإن ابتلع ريقه مراراً، طهر فمه على الصحيح، وكذا سؤر مأكول اللحم طاهر كلبنه إلا الإبل الجلالة، وهي التي تأكل العذرة فإن سؤرها مكروه، وإن كانت تعلف وأكثر علفها علف الدواب لا يكره، وأما النجس فسؤر الكلب والخنزير، إلا أن في سؤر الكلب خلاف مالك، فإنه عنده طاهر ويغسل الإناء منه سبعا عنده على طريق العبادة لا على سبيل النجاسة، كذا في "الجوهرة" و "النقاية" و "العناية".

(٣) قوله: "طاهر [خبر]. . . إلخ" لأن المختلط به اللعاب، وقد تولد من لحم طاهر، ولما روى أن النبي على الله وقد تولد من لبن فشربه، ولما روى أن النبي على أتى بقدح من لبن فشربه، ولأن عين الآدمى طاهر، وإنما لا يؤكل لكرامته لا لنجاسته .

(3) قوله: "وسؤر الكلب. . . إلخ" لقوله عليه السلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات، ولسانه يلاقي الماء دون الإناء، فلما تنجس الإناء فالماء أولى، وهذا يفيد النجاسة، والعدد في غسل الإناء وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في اشتراط السبع، ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث، فما يصيبه سؤره وهو دونه أولى، والأمر الوارد بالسبع محمول على ابتداء الإسلام، والحديث وإن ورد في الكلب لكنه عرف باقى السباع بدلالة، ولأن الممتزج به اللعاب وهو المتولد من اللحم النجس، وقوله" والخنزير . . . إلخ "لأنه نجس العين على مامر، وقدم الكلب والخنزير لموافقة الشافعي رحمه الله لنا فيهما، وأخر السباع لمخالفته لنا فيها، والضبع، وأشباه ذلك .

والسؤر المختلف فيه هو سؤر السباع، فعندنا هو نجس، وعند الشافعي طاهر، ولنا أنها محرمة الألبان والمحمر، ويمكن الاحتراز من سؤرها، فكان سؤرها نجسًا كسؤر الكلاب والخنازير، وأما قوله عليه السلام حين سئل عن الماء في الفلوات وما ينوب من السباع والكلاب: فقال: «لها ما أخذت في بطونها وما بقى فهو لنا شراب وطهور»، فهو محمول على الماء الكثير، ألا تراه ذكر الكلاب وسؤرها نجس بالاتفاق.

قال في "النهاية": ذكر محمد نجاسة سؤر السباع، ولم يبين أنها نجاسة غليظة أو خفيفة، وقد روى عن أبى حنيفة: أنها غليظة، وعن أبى يوسف: خفيفة كبول ما يؤكل لحمه، وأما السؤر المكروه فهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسواكن البيوت، كالفأرة والحية وسباع الطيور، وهي التي لا يؤكل لحمها، كالصقر والبازى والعقاب والغراب والحدأة وأشباه ذلك، كذا في "الجوهرة" و"المستخلص" و"العيني".

البَهَائِم (١) نَجِسٌ، وسُؤرُ الهِرَّةِ (٢) والدَجَاجَةِ الْمُخَلاةِ (٣) وسِباعِ الطُيُورِ، ومَا يَسكُنُ (٤) في البَيُوت (٥) مثلِ الحَيَّة (١) والفَأرة (٧) مَكرُوهٌ (٨)، وسُؤْرُ الحِمَارِ والبَغلِ (٩) مَشكُوكٌ (١٠)، فَإِنْ لم يَجِدْ

- (٥) جمع سبع بمعنى درنده .
- (١) جمع بهيمة بمعنى چهار پايه.
- (٢) قوله: "وسؤر الهرة [گربه]. . . إلخ" أما كراهة سؤرها فهو قولهما وعند أبي يوسف ليس بمكروه، وهل كراهيته عندهما كراهة تحريم أو تنزيه، الصحيح أنها كراهة تنزيه، وفي "الهداية": كراهيته لحرمة لحمها، وهو قول الطحاوي، وهذا يشير إلى القرب من كراهة التحريم، قيل لعدم تحاميها النجاسة، وهو قول الكرخي، وهو الصحيح، وهذا يشير إلى كراهة التنزيه.

قال في "الخلاصة": هو الصحيح، وإنما يكره الوضوء بسؤرها عندهما إذا وجد غيره، وأما إذا لم يوجد لا يكره، وكان القياس أن يكون سؤرها نجسًا نظرًا إلى اللحم إلا أن الضرورة بالطواف أسقطت ذلك، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: "إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، فإن لحست الهرة عضو إنسان يكره أن يصلى من غير غسله عندهما، وكذا إذا أكلت من شيء يكره أكل باقيه، قال في الكامل: إنما يكره ذلك في حق الغني لأنه يقدر على بدله، أما في حق الفقير لا يكره للضرورة، فإن أكلت الهرة فأرة وشربت على فورها تنجس الماء إلا إذا مكثت ساعة لغسل فمها بلعابها. (الجوهرة)

(٣) قوله: "والدجاجة المخلاة" أى المرسلة، لأنها تخالط النجاسات، إذ لو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدمها لا يكره، لأن الأصل فيها الطهارة نظراً إلى اللحم، بخلاف الهرة فإنها ولو حبست لا تزول الكراهة، لأنها غير مأكولة اللحم، وأما كراهة سؤر سباع الطير، فلأنها تأكل الميتات عادة، فأشبهت الدجاجة المخلاة، فلو حبست زالت، لأنها تشرب بمنقارها، وهو عظم بخلاف الهرة فإنها تشرب بلسانها، وهو لحم، والعظم طاهر، بخلاف اللحم. فإن قيل: ينبغى أن يكون سؤر سباع الطير نجسا، نظراً إلى اللحم كسباع البهائم، قيل: إنها تشرب بمناقيرها، وأما السباع بألسنتها وهي رطبة بلعابها، ولأن سباع الطير يتحقق فيها الضرورة فإنها تنقض من الهواء فتشرب، فلا يمكن صون الأواني عنها. (الجوهرة)

- (٤) لعلة الطواف.
- (٥) حمع بيت بمعنى خانه.
  - (٦) مار .
  - (٧) موش.
- (A) كراهة تنزيه على الأصح.
- (٩) قوله: "وسؤر الحمار والبغل [استر هندى: خجّر]" قيل: الشك في الطهارة، وقيل: في طهوريته وهو الأصح، وعليه الفتوى، وبعض المشايخ أنكر الشك، وقال: لا يجوز أن يكون شيء من أحكام الشرع مشكوكًا فيه، ولكن معناه محتاط فيه، فلا يجوز أن يتوضأ به حالة الاختيار، وأجيب بأن الحق عنده تعالى معلوم، والشك علينا لقصور فهمنا، ثم سبب الشك تعارض الأدلة في إباحة الحمار وحرمته، ولذا اختلف الصحابة في نجاسته وطهارته، والبغل مقيد بأن تكون أمه حمارة، فلو كانت أمه فرسًا أو بقرة فطاهر للتولد من حمار وحشى وبقرة. (المستخلص والعيني وغيره)

#### الإنسانُ غَيرَه تَوضَّأ به وتيَمَّم، وبأيَّهما بَدَأ جَازَ(١).

#### بَابُ التَيَمِّم(٢)

#### وَمَن لم يَجِدِ الماءَ وهُوَ مُسافِرٌ (٣)، أو خَارِجَ الْمِصرِ (٤)، وبَينَه وبَينَ الْمِصرِ (٥)نَحوَ الْمِيلِ (١) أو

(١٠) قوله: "مشكوك [فيهما]. . . إلخ" لتعارض الأدلة، وهو أنه روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: سؤر الحمار طاهر، وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه نجس، ولم يترجح دليل النجاسة لثبوت الضرورة فيه، لأن الحمار يربط فى الدور فيشرب فى الآنية، لكن ليست ضرورته كضرورة الهرة، لأنها تدخل فى المضائق دون الحمار، فلو لم تكن فيه ضرورة أصلاكان كالسباع فى الحكم بالنجاسة بلا إشكال، ولو كانت الضرورة كضرورتها كان مثلها فى سقوط النجاسة، وحيث ثبتت الضرورة من وجه، واستوى ما يوجب النجاسة والطهارة تساقطا للتعارض، ووجب المصير إلى الأصل، وهو شيئان: الطهارة فى جانب الماء، والنجاسة فى جانب اللعاب، وليس أحدهما أولى من الآخر، فبقى الأمر مشكلا.

(۱) قوله: "توضأ به وتيمم ، وبأيهما بدأ جاز" وقال زفر: لا يجوز إلا أن يقدم الوضو على التيمم؛ لأنه ماء واجب الاستعمال، فأشبه الماء المطلق، ولنا: أن الماء المطهر أحدهما، فيفيد الجمع دون الترتيب، أى لا يخلو الصلاة الواحدة عنهما، وإن لم يوجد الجمع في حالة واحدة، حتى إنه لو توضأ بسؤر الحمار، وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة أيضًا جاز، لأنه جمع الوضوء والتيمم في حق صلاة واحدة، كذا في "النهاية".

وسؤر الفرس طاهر عندهما، لأنه مأكول اللحم عندهما، وكذا عند أبي حنيفة أيضًا طاهر في الصحيح؛ لأن كراهة لحمه لإظهار شرفه لا لنجاسته، وأما سؤر الفيل فنجس؛ لأنه سبع ذو ّناب، وكذا سؤر القرد نجس أيضًا، لأنه سبع، وعرق كل شيء مثل سؤره. (الجوهرة)

(٢) قوله: "باب [أى هذا باب في أحكام التيمم، الباب في اللغة: النوع، وقد يعرف بأنه طائفة من المسائل الفقهية اشتمل عليها كتاب] التيمم [هو في الأصل مهموز، يقال: تأمّمته وتيممته إذا قصدته]" لما بين الشيخ الطهارة بالماء بجميع أنواعها من الصغرى والكبرى، وما ينقضهما عقبها بخلفها وهو التيمم، لأن الخلف أبدًا لا يكون إلا بعد الأصل، والتيمم ثابت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَلَم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا ﴾ وأما السنة فقوله يُظيّدُ: «التيمم طهور المسلم ما لم يجد الماء».

وهو في اللغة: القصد، قال الله تعالى: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنهُ تُنفقُونَ﴾ أي لا تقصدوا، وفي الشرع: عبارة عن القصد إلى الصعيد للتطهير. (الجوهرة)

(٣) قوله: "ومن لم يجد الماء [الذي يكفى لرفع حدثه] وهو مسافر" المراد من الوجود القدرة على الاستعمال، حتى إنه لو كان مريضًا، أو على رأس بئر بغير دلو، أو كان قريبًا من عين وعليها عدو، أو سبع، أو حية لا يستطيع الوصول إليه لا يكون واجدًا، والمراد أيضًا من الوجود ما يكفى لرفع حدثه ومادونه كالمعدوم، ويشترط أيضًا إذا وجد الماء أن لا يكون مستحقا بشىء آخر، كما إذا خاف العطش على نفسه، أو على رفيقه، أو دابته، أو كلابه لماشيته، أو صيده فى الحال، أو فى ثانى الحال، فإنه يجوز له التيمم، وكذا إذا كان محتاجًا إليه للعجز دون اتخاذ المرقة، وسواء كان رفيقه المخالط له، أو آخر من أهل القافلة، فإن قيل: لم قدم المسافر على المريض، وفى القرآن تقديم المريض، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُم مرضى أو على سَفَرٍ ﴾ قيل: لأن الحاجة إلى ذكر المسافر أمس، لأنه أعم وأغلب، لأن المسافرين أكثر من المرضى، وإنما قدم فى القرآن المريض، لأن الآية نزلت لليان الرخصة، وشرع الرخصة مرحمة للعباد والمريض أحق بالرحمة. (الجوهرة)

# أَكثَرَ، أَو كَانَ يَجِدُ المَاءَ إِلاَ أُنَّه مَرِيضٌ (١)، فِخَافَ إِن استَعمَلَ المَاءَ (١) اشتَد مَرَضُه (٣)، أو خَافَ الْجُنُبُ إِن اغتَسَلَ (١) بالمَاء يَقتُلُه البَرْدُ، أو يُمَرّضُه، فَإِنّه يَتيَمّمُ (٥) بِالصّعِيدِ (٦) .

(3) قوله: "أو خارج المصر . . . إلخ" نصب على الظرف تقديره أو في خارج المصر ، أي في مكان خارج المصر ، وهذا تصريح بجواز التيمم لمن خرج من المصر غير مسافر للزراعة ، أو للاحتطاب ، أو للاحتشاش ، أو غير ذلك ، لا كما زعم البعض أنه لا يجوز لمن خرج من المصر إلا إذا قصد سفراً صحيحاً ، وإشارة إلى أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء في المصر سوى المواضع المستثناة ، وهي ثلاثة : خوف فوت صلاة الجنازة ، أو صلاة العيد ، أو خوف الجنب من البرد ، وعن السلمي : جواز ذلك ، والصحيح عدم الجواز ؛ لأن المصر لا يخلو عن الماء ، لأنه نادر ، وقد نص عليه في "المسوط" و "المحيط" ، وذكر في "الأسرار" : إذا عدم الماء في المصر تيمم لتحقق حقيقة العجز ، والنادر إذا كان تناول النص يجب اعتباره . (الجوهرة النيرة وغيرها)

(٥) التقييد بالمصر غير لازم، والمراد بينه وبين الماء. (الجوهرة).

(٦) قوله: "نحو الميل. . . إلخ" التقييد بالميل هو المشهور، وعليه أكثر العلماء، وقال بعضهم: أن يكون بحيث لا يسمع الأذان، وقيل إن كان الماء أمامه فميلان، وإن كان خلفه أو يمينه أو يساره فميل، وقال زفر: إن كان بحال يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، لا يجوز له التيمم، وإلا فيجوز وإن قرب، وعن أبى يوسف: إن كان بحيث إذا ذهب إليه وتوضأ تذهب القافلة وتغيب عن بصره يجوز له التيمم، قال في "الذخيرة": وهذا أحسن جدا، والميل ألف خطوة للبعير، وهو أربعة آلاف ذراع وهو أربع وعشرون إصبعًا، وهي ست شعرات ظهر المبطن، وهو ست شعرات بغل. فإن قيل: ما الحاجة إلى قوله أو أكثر، وقد علم جوازه مع قدر الميل؟ قلت: لأن المسافة إنما تعرف بالظن، فلو كان في ظنه نحو الميل أو أقل لا يجوز، وإن كان في ظنه الميل أو أكثر جاز حتى لو تيقن أنه ميل جاز. (الجوهرة وغيرها)

(۱) قوله: "إلا [بمعنى لكن، كذا في "البناية"] أنه مريض. . . إلخ "المريض له ثلاث حالات: إحداها: إذا كان يستضر باستعمال الماء، كمن به جدرى أو حمى أو جراحة يضره الاستعمال، فهذا يجوز له التيمم إجماعًا، والثانية: إن كان لا يضره إلا الحركة إليه، ولا يضره الماء، كالمبطون وصاحب العرق المديني، فإن كان لا يجد من يستعين به، جاز له التيمم أيضًا إجماعًا، وإن وجد فعند أبي حنيفة: يجوز له التيمم أيضًا، سواء كان المتيمم به من أهل طاعته عبده أو ولده أو أجيره، وعندهما: لا يجوز له التيمم، كذا في التأسيس، وفي "المحيط": إذا كان من أهل طاعته لا يجوز إجماعًا.

والثالثة: إذا كان لا يقدر على الوضوء والتيمم ، لا بنفسه ولا بغيره، قال بعضهم: لا يصلى على قياس أبى حنيفة حتى يقدر على أحدهما، وقال أبو يوسف: يصلى تشبهاً ويعيد، وقول محمد مضطرب، في روايات "الزيادات" مع أبى حنيفة، وفي رواية أبى سليمان مع أبى يوسف: ولو حبس في المصر، ولم يجد ماء، ووجد التراب الطاهر، صلى بالتيمم عندنا، وأعاد إذا خلص، وعند زفر: لا يصلى، وقال محمد بن الفضيل: إن كان مقطوع اليدين والرجلين، أو كان بوجهه جراحة يصلى بغير طهارة. (الجوهرة)

- (٢) قوله: "فخاف إن استعمل . . . إلخ" المراد بالخوف في المرض والبرد هو غلبة الظن عن أمارة، أو يجربة، أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق . (الفتح وغيره)
  - (٣) باستعمال الماء أو بسبب الحركة ، وعلم منه أن اليسير من المرض لا يبيح التيمم .
- (٤) قوله: "إن اغتسل . . . إلخ" قيده بالغسل لأن المحدث في المصر إذا خاف من التوضؤ الهلاك من البرد

والتَيَمَّمُ ضَرَبَتَانِ (١): يَمسَحُ بإحْدَاهُمَا (٢) وَجهَهُ، وبِالأَخرَى يَدَيهِ إِلَى الْمرفَقَينِ (٣)، والتَيَمَّمُ في الجَنَابَةِ والْحَدَثِ سَوَاءٌ (٤)، ويَجُوزُ التَيَمَّمُ عِندَ أَبي حَنيفَةَ ومُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ بِكُلَّ مَا كَانَ لا يجوز له التيمم إجماعًا على الصحيح، كذا في "المستصفى". (الجوهرة)

- (٥) هذا إذا كان خارج المصر إجماعًا، وكذا في المصر أيضًا عند أبي حنيفة. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "بالصعيد [وفي نسخة: الطاهر]. . . إلخ "لقوله تعالى: ﴿فَلَم تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا﴾ وقوله عليه السلام: «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء» واللام في الصعيد للعهد، والمعهود الصعيد الطاهر. "الهداية" وغيرها.
- (۱) قوله: "ضربتان" وكان ابن سيرين يقول: بثلاث ضربات: ضربة في الوجه، وضربة في اليدين، وضربة ثالثة فيهما، وعن مالك: يكتفي بضربة واحدة، وبه قال أحمد: في رواية، وعندنا ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين، لقوله عليه السلام لعمار بن ياسر رضى الله عنه: «تكفيك ضربة للوجه وضربة للذراعين»، رواه الحاكم والدارقطني، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، ولابد من الاستيعاب لقيامه مقام الوضوء، ولهذا قالوا: يخلل الأصابع، وينزع الخاتم ليتم المسح، وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كيلا يصير مثلة.

وهل الضربتان من التيمم؟ قال ابن شجاع: نعم، وإليه أشار الشيخ، وقال الإسبيجابي: لا، وفائدته فيما إذا ضرب ثم أحدث قبل مسح الوجه، أو نوى بعد الضرب، فعند ابن شجاع: لا يجوز، لأنه أتى ببعض التيمم، ثم أحدث فينتقض وعند الإسبيجابي يجوز كمن ملأ كفه ماء للوضوء، ثم أحدث، ثم استعمله في الوجه، فإنه يجوز. (الجوهرة وغيرها)

- (٢) قوله: "يمسح . . . إلخ" ولا يشترط تكرار إلى الثلاثة ، كما في الوضوء ، لأن التراب ملوث ، وليس بطهارة في الحقيقة ، وإنما عرف مطهرًا شرعًا ، فلا حاجة إلى كثرة التلويث إذا كان المراد قد حصل بمرة . قوله : "بإحداهما" إشارة إلى سقوط الترتيب ، وقوله : "يمسح" إشارة إلى أنه لو ذر التراب على وجهه ، ولم يمسحه لم يجز . (الجوهرة)
- (٣) قوله: "إلى [ولفظ إلى بمعنى مع، فيدخل المرفقان، لأنه بدل عن الوضوء. (الفاتح)] المرفقين" احتراز عن قول الزهرى، فإنه يشترط المسح إلى المنكبين، وعن قول مالك: حيث يكفى به إلى نصف الذراعين، وفيه تصريح باشتراط الاستيعاب، وهو الصحيح، وروى الحسن عن أبى حنيفة: أنه ليس بشرط، حتى لو مسح الأكثر جاز، فإذا قلنا بالاستيعاب، وجب نزع الخاتم وتخليل الأصابع، وفي "الهداية": لابد من الاستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء.

وسنة التيمم أن يسمى الله تعالى قبل الضرب، ويقبل يديه ويدبر، ثم ينفضهما عند الرفع نفضة واحدة فى ظاهر الرواية، وعن أبى يوسف: نفضتين، ويفعل فى الضربة الثانية كذلك، وليس عليه أن يتلطخ بالتراب، لأن المقصود هو المسح دون التلويث، وكيفية التيمم أن يضرب بيديه ضربة ويرفعهما وينفضهما، حتى يتناثر التراب، وعسح بهما وجهه، ثم يضرب أخرى، وينفضهما، وعسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر كفه اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم بباطن كفه اليسرى باطن ذراعه اليمنى إلى الرسغ، ويمر باطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل بيده اليسرى كذلك. فإن قيل: لم كان التيمم فى الوجه واليدين خاصة؟ قيل: لأنه بدل عن الأصيل، وهو الغسل، والرأس ممسوح، والرجلان فرضهما متردد بين المسح والغسل. (الجوهرة)

(٤) قوله: "سواء. . . إلخ " يعني فعلا ونية ؛ لما روى أن قومًا جاؤوا إلى النبي على وقالوا: إنا قوم نسكم

من جنْسِ الأرض (١) كَالتُرَابِ وَالرَمْل (١) والحَجَر (٣) والجَص (ن) والنَورَة (٥) والكُحْل (١) والزرنيخ (٧) .

وقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ: لا يَجُوزُ إلا بالتُّرَابِ والرَمْلِ (^) خَاصَّةً (٩) والنِيَّةُ فَرضٌ فِي

التَيَمَّمِ (١٠)، ومُستَحَبَّةٌ فِي الوُّضُوءِ.

ويُنقِضُ التيمَّمَ كُلُّ شَيْءٍ (١١) يُنقِضُ الوُّضُوءَ، ويُنقِضُه أَيْضًا رُؤْيَةُ الماءِ (١٢) إذا قَدَرَ عَلَى استِعمَالِه (١٢)، وَلا يَجُوزُ التَيَمَّمُ إلا بِصَعِيدَ طَاهِرٍ (١١)، ويَستَحِبَّ لِمَن لم يَجِدِ الماءَ (١٠)، وهُوَ يَرجُو (٢١) أن

هذه الرمال، ولم نجد الماء شهرًا أو شهرين، وفينا الجنب والحائض والنفساء، فقال: عليكم بأرضكم.

- (١) وهو ما إذا طبع لا ينطبع ولا يلين، وإذا أحرق لا يصير رمادًا. (الجوهرة)
  - (۲) ری*گ*.
  - (۳) سنگ.
  - (٤) گچ.
  - (٥) چونا قلعي.
    - (٦) سرمه.
    - (٧) هزتال.
- (٨) قوله: "إلا بالتراب والرمل... إلخ" هكذا وجد في المتون، وضبط صاحب "الجوهرة": إلا بالتراب خاصة بلا رمل، وهو حسن، لأن لأبي يوسف في الرمل روايتان، أصحهما عدم الجواز، وقد ثبت أنه رجع عنه إلى أنه لا يجوز إلا بالتراب الخالص، فالقول بجواز التيمم بالرمل مرجوع رجع عنه أبو يوسف.
  - (٩) وهذا الخلاف مع وجود التراب، أما إذا عدم فقوله كقولهما. (الجوهرة)
- (١٠) قوله: "والنية فرض في التيمم" وقال زفر: ليست بفرض فيه، لأنه خلف عن الوضوء، فلا يخالفه في وصفه، ولنا أن التيمم هو القصد، والقصد هو الإرادة، وهي النية، فلا يمكن فصل التيمم عنها بخلاف الوضوء فإنه اسم لغسل ومسح فافترقا، وإن شئت قلت: إن الماء مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى نية التطهير، والتراب ملوث فلم يكن طهارة إلا بالنية. (الجوهرة النيرة)
- (١١) قوله: "وينقض التيمم كل شيء . . . إلخ" لأن التيمم بدل عن الوضوء، فما أبطل الأصل أولى أن يبطل البدل. (الفاتح)
- (١٢) قوله: "رؤية الماء... إلخ" اعلم أن رؤية الماء غير ناقضة، لأنها ليست بخارج نجس، فلم يكن حدثًا، وإنما الناقض الحدث السابق، وإنما أضاف الانتقاض إليها لأن عمل الناقض يظهر عندها، فأضيف إليها مجازًا، والمراد رؤية ما يكفى لرفع الحدث، أما لو رأى ما لا يكفيه أو يكفيه، إلا أنه محتاج إليه للعطش أو للعجن لم ينتقض تيممه. (الجوهرة)
- (١٣) قوله: "إذا قدر . . . إلخ" وإنما قال: إذا قدر على استعماله، لأن القدرة هي المراد بالوجود، وخائف العدو والسبع عاجز غير قادر حكمًا . (الجوهرة)
- (١٤) قوله: "إلا بصعيد طاهر" والصعيد: ما يخرج على وجه الأرض ترابًا كان أو غيره من حجر، أو نورة ونحوهما، وفسر الطيب بالطاهر لأن الطيب في قوله تعالى: ﴿صَعِيدًا طَيَبًا﴾ أريد به الطاهر إجماعًا، ولأنه آلة

يَجِدَه فِي آخِرِ الوَقت أَن يُؤَخَّرَ الصلاةَ إلى آخِر الوَقت، فَإن وجَدَ المَاءَ تَوَضَّأُ وصَلَّى وإلا تَيَمَّم، ويُصَلَّى بِتَيَمَّم، ويُصَلَّى بِتَيَمَّم، للصَحيح المُقيم في المصر''

التطهير، فلابدله من الطهارة في نفسه كما للماء. (الفاتح وغيره)

(١٥) قوله: "ويستحب. . . إلخ" أى يستحب لعادم الماء إذا غلب على رأيه القدرة عليه أن يؤخر الصلاة حتى يؤديه بأكمل الطهارتين، وظاهر إطلاقه يشمل صلاة المغرب، فيؤخر إلى غببوبة الشفق، وهو الذى عليه الأكثر، وهل يؤخر إلى آخر وقت الجواز، أو إلى آخر وقت الاستحباب، قال الخجندى: إلى آخر وقت الجواز، وإن كان وقال غيره: إلى آخر وقت الاستحباب، وهو الصحيح، وقيل: إن كان على ثقة فإلى آخر وقت الجواز، وإن كان على طمع، فإلى آخر وقت الاستحباب، وإن لم يكن على طمع من الماء، لم يؤخر ويتبسم في أول الوقت، ويصلى . وفي إيراد هذه المسألة فائدتان، أحدهما عدم ارتضاءه بوجوب التأخير، كما روى عن الإمام الأعظم أبى حنيفة وتلميذه أبي يوسف في غير رواية الأصول أن التأخير حتم، لأن غلبة الرأى كالمتحقق، فإذا لم يكن التأخير ضروري، فإن صلى في أول الوقت بالتيمم، ثم وجد المه في آخره، والوقت بدق، لا يعيد الصلاة . وثانيسه، رد قول الإمام الشافعي وحماد، حيث قالا: لا يجوز التأخير ههنا عن الوقت المستحب، وقد ذكر القوم أن أول واقعة خوله أبو حنيفة فيها حماداً هو هذا أن أبا حنيفة وحماداً خرجا لأجل تشييع الأعمش، أي سليمان بن مهران، فجاء وقت صلاة المغرب، وما وجدا الماء، فصلى حماد بالتيمم في أول الوقت وتوقف آبو حنيفة ينتظر الماء أن يجد، فلم يصل حتى وجد الماء في آخر الوقت، فتوضأ وصلى وكان ذلك عن اجتهاد، فقبل الحماد منه وصوبه يجد، فلم يصل حتى وجد الماء في آخر الوقت، فتوضأ وصلى وكان ذلك عن اجتهاد، فقبل الحماد منه وصوبه .

(١٦) الرجاء ههنا بمعنى اليقين، أو غالب الظن، وإن لم يكن رجاءه كذلك، لا يؤخر عن الوقت المستحب.

(۱) قوله: "ويصلى بتيممه [لأنه طهور حال عدم الماء، فيعمل عمله ما بقى شرطه] ما شاء . . . إلخ "وعند الشافعي : يتيمم لكل فرض ، لأنها طهارة ضرورية ، فلا يصلي به أكثر من فريضة واحدة ، وما شاء من النوافل ما دام في الوقت تبعًا للفرائض ، ولنا قوله تعالى : ﴿فَلَم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمّمُوا ﴾ ، وقوله عنيه الصلاة وانسلام الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء » فجعل الطهارة ممتدة إلى غاية وجود الماء ، ولو تيمم للنافلة جاز أن يؤدى به الفريضة ، وعند الشافعي : لا يجوز ، ولو تيمم للصلاة قبل دخول وقتها جاز ، وعند الشافعي : لا يجوز ، ولو تيمم للصلاة قبل دخول وقتها جاز ، وعند الشافعي : لا يجوز ، قبل الخجندي : إذا تيمم لصلاة الجنازة ، أو سجدة التلاوة أو النافلة ، أو لقراءة القرآن جاز أن يصلى به سانر الصلوات ، لأن سجود التلاوة والقراءة بعض من أبعاض الصلاة .

ألا ترى أنه لابد للصلاة من القراءة، وفي الفتوى الصحيح أنه إذا تيمم لقراءة القرآن لايجوز به الصلاة، ولو تيمم لمس المصحف، أو لدخول المسجد، أو لزيارة القبور، أو لعيادة المريض أو للأذان، لم يجز أن يصلى به إجماعًا. (الجوهرة)

(٢) قوله: "ويجوز التيمم. . . إلخ" قيد بالصحيح، لأن في المريض لا يتقيد بحضور الجنازة، وقيد بالمصر، لأن الظاهر في المفازة عدم الماء، وقوله: والولى غيره فيه إشارة إلى أنه لا يجوز للولى، لأن له الإعادة، وقال في "الهداية": لا يجوز للولى وهو الصحيح.

وفي النوادر": يجوز للولى أيضًا، وكذا آذا كان إمامًا لا يجوز له التيمم، لأنه لا يخشى فواتها، فإن أذن الولى لغيره أن يصلى، فصلى لا يجوز له الإعادة، فعلى هذا يجوز له التيمم إذا أذن لغيره، ولا فرق في جواز هذا التيمم للمحدث والجنب والحائض إذا انقطع دمها لعشرة أيام في المصر وغيره، ولو تيمم لصلاة الجنازة لخوف الفوات، فصلى عليها، ثم حضرت أخرى جاز أن يصلى عليها بذلك التيمم عندهما.

وقال محمد: يتيمم ثانيًا، والخلاف فيما إذا لم يتمكن من التوضؤ بينهما، أما إذا تمكن بأن كان الماء قريبًا منه، ثم فات التمكن، فإنه يعيد التيمم إجماعًا. (الجوهرة النيرة) إِذَا حَضَرَتْ جِنَازَةٌ والوَلِى عَيْرُه، فَخَافَ إِن اشتَغَلَ بِالطَهَارَةِ أَنْ تَقُوتَه صَلاةً الْجِنَازَة، فلَه أَن يَتَيمّمَ ويُصلّى (١) وكَذَ لِكَ مَن حَضَرَ العَيدَ، فَخَافَ إِن اشتَغَلَ بِالطَهَارَةِ أَن يَقُوتَهُ العِيدُ (٢) ، وإن خَافَ مَن شَهِدَ الْجُمُعَةَ إِنَ اشتَغَلَ بِالطَهَارَةِ أَن تَقُوتَه الْجُمُعَةُ تَوضّاً (١) ، فَإِن أَدرَكَ الْجُمُعَةَ صَلاهَا (١) ، وإلا صَلّى الظُهْرَ أَرْبَعًا (٥) ، وكَذَ لِكَ إِن ضَاقَ الوقت ، فَخَشَى إِن تَوضّاً ، فَاتَهُ الوقت لَم يَتَيمّم (١) ، ولكنه يَتُوضّاً ويُع وَكُذَ لِكَ إِن ضَاقَ الوقت ، فَخَشَى إِن تَوضّاً ، فَاتَهُ الوقت لَم يَتَيمّم (١) ، وكذَ لَك إِن ضَاقَ الوقت ، فَخَشَى إِن تَوضّاً ، فَاتَهُ الوقت لَم يَتَيمّم (١) ، ولكنه يَتُوضّاً ويُع وَمُلَى فَا فَتَيمّم وَصَلّى ، ثُم ذَكَرَ الْمَاءَ فِي الوقت (١) لَم يُعِد صَلاتَه عِندَ أَبِي حَنِيفَةً ومُحَمّد (١٠) .

- (٣) جزاء.
- (٤) ولم يتيمم، لأن لها خلفا وهو الظهر. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "أربعًا... إلخ" إنما قيد بقوله: أربعًا وإن كان الظهر لا محالة أربعًا لإزالة الشبهة، إذ الجمعة خلف عن الظهر عندنا، فترد الشبهة على السامع أن يصلى ركعتين، فأزالت الشبهة بقوله: أربعًا، وكذا لا يتيمم بسجود التلاوة، لأنها لا تسقط بمضى الوقت. (الجوهرة)
  - (٦) لأن الفوات إلى خلف وهو القضاء.
- (٧) قوله: "والمسافر إذا نسى الماء... إلخ" قيد بالمسافر وإن كان غيره كذلك، لأن الغالب إن حمل الماء لا يكون إلا للمسافر، وقيد بالنسيان احترازًا عما إذا شك أو ظن أن ماءه قد فنى فصلى ثم وجده، فإنه يعيد إجماعًا، وقيد بقوله: "في رحله" لأنه لو كان على ظهره أو معلقًا في عنقه، آو موضوعًا بين يديه، فنسيه وتيمم لا يجوز إجماعًا، لأنه نسى ما لا ينسى، فلا تعتبر لنسيانه، وكذا لو كان في مؤخر الدابة وهو يسوقها، أو في مقدمها وهو قائدها، أو راكبها لا يجوز تيممه إجماعًا. (الجوهرة)
- (٨) قوله: "في رحله" والرحل -بفتح الراء المهملة- هو للبعير بمنزلة السرج للدابة، ويقال: لمنزل الإنسان وماواه، كذا في "المغرب".
- (٩) قوله: "ثم ذكر الماء في الوقت" يحترز عما إذا ذكر وهو في الصلاة، فإنه يقطع ويعيد إجماعًا، وسواء ذكر في الوقت أو بعده، كذا في "الجوهرة"، وفي "الخلاصة": أن هذا الحكم فيه إشارة إلى أنه مخصوص بالنسيان حتى إذا ظن أن الماء فني، ثم تيمم وصلى، ثم ظهر أنه بقي، لا يجوز بالإجماع.
- (١٠) قوله: "عند أبى حنيفة ومحمد" لأنه إذا تيمم والحال أنه غير واجد لماء، فصحت صلاته، وقال أبو يوسف والشافعي رحمه الله: يعيد؛ لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يفتش، فلم يعذر، كذا قيل، وفيه كلام لأن النسيان ليس منه، بل من الله تعالى، والتفتيش لا يجب ما لم يغلب على ظنه، والنسيان مرفوع عن الأمة بلسان صاحب الشرع، حيث قال: «رُفع عن أمتى الخطأ والنسيان» فليتأمل. (الفاتح)

<sup>(</sup>١) لقوله عليه السلام فيه: «إذا جاءتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم». (الفاتح)

<sup>(</sup>٢) قوله: "أن يفوته العيد. . . إلخ " يعنى جميعها، أما إذا كان يدرك بعضها لم يتيمم، والأصل أن كل موضع يفوت فيه الأداء لا إلى خلف، فإنه يجوز له التيمم، كصلاة الجنازة والعيد، وما يفوت إلى خلف لا يجوز له التيمم كالجمعة . (الجوهرة)

وقَالَ أَبُويُوسُفَ: يُعِيدُ، ولَيسَ عَلَى الْمُتَيَمَّمِ (')إِذَا لَم يَغلِب عَلَى ظَنَّه أَنَّ بِقُرِبِه مَاءً أَنْ يَطلُبَ الْمُتَاءَ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّه وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِه مَاءً الْمَاءَ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهُ (') أَنَّ هُناكَ مَاءً، لَم يَجُزُّله أَنْ يَتَيَمَّمَ حَتَّى يَطلُبَه، وإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِه مَاءً طَلبَهُ منهُ "" قَبلَ أَنْ يَتَيَمَّمَ، فَإِنْ منعَه منهُ تَيَمَّمَ وصَلّى (').

## بَابُ الْمَسح عَلَى الْخُفِّين<sup>(٥)</sup>

## اَلْمَسحُ عَلَى الْخُفِّينِ جَائِزٌ (١) بِالسُّنَّةِ (٧) مِن كُلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ (٨) للوُضُوءِ (١) إذَا لَبِسَ الْخُفِّينِ

(١) قوله: "وليس على المتيمم. . . إلخ" هذا في الفلوات، أما في العمران يجب الطلب، لأن العادة عدم الماء في الفلوات. (الجوهرة)

- (٢) قوله: "وإن غلب. . . إلخ "ويكون طلبه مقدار الغلوة ونحوها، ولا يبلغ ميلا، ومقدار الغلوة ما بين ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة ذراع بذراع الكرباس، والغلوة: مسافت يك تير پرتاب، ولو بعث من طلبه كفاه عن الطلب بنفسه، ولو تيمم في هذه المسألة من غير طلب، وصلى ثم طلبه بعد ذلك فلم يجده وجب عليه الإعادة عندهما خلافًا لأبي يوسف. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه [لأن الغالب عدم المنع]. . . إلخ أما وجوب الطلب فقولهما ، وعند أبى حنيفة: لا يجب، لأن سؤال ملك الغير ذل عند المنع ، وتحمل منه عند الدفع ، وعندهما إن غلب على ظنه أنه لا يعطيه لا يجب عليه الطلب أيضًا ، وإن شك وجب عليه الطلب ، وعن أبى نصر الصفار أن المسافر إذا كان في موضع يعز فيه الماء ، فالأفضل أن يسأله من رفيقه ، وإن لم يسأل أجزأه ، فإن كان في موضع لا يعز الماء فيه لا يجزئه قبل الطلب ، وكذا إذا لم يكن معه دلو أو رشاء ، لا يجب أن يسأل من رفيقه ، ولو سأل فقال له : انتظر ، فعند أبى حنيفة : ينتظر إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوت الوقت يتيمم ويصلى ، وعندهما : ينتظر وإن فات الوقت . (ملا مسكين والجوهرة)
- (3) قوله: "تيمم [لتحقق العجز] وصلى" أما لو كان لرفيقه ماء، وظنه برفيقه أنه لو سأل منه الماء أعطاه، فلا يجوز التيمم، وأما إن كان عنده أنه لا يعطيه الماء إن سأله، فجاز تيممه، ولو شك في إعطاءه، ولم يطلبه وجاء رفيقه بالماء بعد ما صلى الصلاة بالتيمم، فيقضى الصلاة ولم يقض إن بخل رفيقه بالماء قبل شروعه بأن سأله فلم يعطيه وجاء به بعد ما أدى الصلاة بتمامها مع التيمم. قال في "الجوهرة": تيمم وصلى لتحقق العجز، ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن، إن كان عنده ثمنه لا يجزئه التيمم، ولا يلزم تحمل الغبن الفاحش، وهو النصف، وقيل: الضعف، وقيل: ما لا يدخل بين تقويم المقومين. (ملا مسكين وغيره)
- (٥) قوله: "باب المسح على الخفين [الخف في الشرع: هو الساتر للكعبين، فأكثر من جلد ونحوه]" مناسبة هذا الباب بباب التيمم أن التيمم خلف عن الكل، والمسح خلف عن البعض وعقبه بالتيمم لأن كلا منهما طهارة مسح، أو لأن كلا منهما بدل عن الغسل، وكان ينبغي أن يقدمه على التيمم، لأنه طهارة غسل، إلا أنه قدم التيمم لأنه بوضع الله وهذا باختيار العبد، وكان التيمم أقوى، أو لأن التيمم ثابت بالكتاب والسنة، وهذا بالسنة لا غير. (الجوهرة وغيرها)
- (٦) قوله: "المسح على الخفين . . . إلخ " والمسح على الخفين من خصائص هذه الأمة ، والمسح لغة : إمرار اليد على الشيء ، واصطلاحًا : إصابة اليد المبتلّة الخف ، أو ما يقوم مقامه في الموضع المخصوص في المدة الشرعية .

طَهَارَةٍ (') ثُمَّ أحدَث ('') فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا، مَسَحَ يَومًا ولَيلَةً، وإِنْ كَانَ مُسَافِرًا، مَسَحَ ثَلاثةَ أَيّامٍ ولَيَالِيهَا ('') وابتدَاءُهَا ('أ) عَقِيبَ الْحَدَث (°) والسَمسحُ عَلَى الْخُفِّينِ عَلَى ظَاهرهما ('') خُطُوطًا

والخف مأخوذ من الخفة، لأن الحكم خف به من الغسل إلى المسح، وهو شرعًا: ما يستر الكعب، وأمكن السفر به، أو المشي فرسخًا، وفي التثنية إشعار بأنه لا يجوز المسح على خف واحد بلا عذر. (الفتح)

وقال فى "المستخلص": المسح على الخفين ثابت بالسنة المشهورة التى يجوز به الزيادة على الكتاب والأخبار فيه مستفيضة حتى قيل أن من لم يره سنة يكون مبتدعًا؛ لما روى عن أبى حنيفة: أنه سئل عن مذهب أهل السنة والجماعة، فقال: "هو أن تفضل الشيخين، وتحب الختنين، وترى المسح على الخفين"، والمسح ثابت عن النبى يَضِيَّة فعلا وقولا، أما فعلا فقد روى أبو بكر وعمر والعبادلة الثلاثة وأبو هريرة وخديجة وعائشة وغيرهم رضى الله تعالى عنهم أجمعين أنه عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، وأما قولا فما روى عمر وعلى وصفوان وعائشة وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين أنه عليه الصلاة والسلام قال: "يسح المقيم يومًا وليلة والسافر ثلاثة أيام ولياليها"، والأخبار فيه كثيرة -انتهى ملخصًا-.

إنما قال: جائز، ولم يقل: واجب؛ لأن العبد مخير بين فعله وتركه، ولم يقل: مستحب؛ لأن من اعتقد جوازه ولم يفعله كان أفضل. (من "الجوهرة" وغيرها)

(٧) قوله: "بالسنة" إنما قال: بالسنة، ولم يقل: بالحديث، لأن السنة تشتمل على القول والفعل، وهو ثابت بهما، وفي قوله: بالسنة رد لقول من قال: ثبوته بالقرآن على قراءة الخفض، وقولهم: هذا فاسد، وإنما ثبت بالسنة المشهورة، كذا في "الجوهرة".

قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت سبعين نفرًا من الصحابة كلهم يرون المسح على الخفين، وقال إمامنا الأعظم المفخم أبو حنيفة نعمان عليه الرضوان من الرحمن: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار.

وعنه: أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين، لأن الآثار التي جاءت فيه مثل التواتر، وقال أبويوسف: خبر المسح يجوز به نسخ الكتاب، وقال أحمد: ليس في قلبي عن المسح شيء، فيه أربعون حديثًا من أصحاب رسول الله على واختلف العلماء في أن المسح أفضل أو غسل الرجلين، فاختار بعضهم أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من الخوارج والروافض، كذا في "فتح الباري".

والذي يفهم من "الهداية": أن الغسل أفضل، وصرح بذلك خواهر زاده في "شرح المبسوط"، وفي قول المصنف: جائز إشارة إلى ذلك، وبه نص الناطفي في "أجناسه". (ملخص الحواشي)

(٨) قوله: "موجب للوضوء" احتراز عن الجنابة، لأن الجنابة لا يتكرر، وفي نزعهما لا حرج، والوضوء يتكرر، وفي نزعهما حرج، فيجوز المسح، وإسناد الموجب إلى الحدث مجاز، لأن سبب وجوب الوضوء إرادة الصلاة والحدث شرط. (الفاتح)

#### (٩) يحترز به عما يوجب الغسل. (الجوهرة)

(۱) قوله: "على طهارة [المراد من الطهارة طهارة الرجلين]. . . إلخ" وفي بعض النسخ: على طهارة كاملة، وكلاهما غير شرط، لأنه لا يشترط الكمال وقت اللبس، بل وقت الحدث حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه، ثم أكمل بقية الوضوء، ثم أحدث يجزئه المسح، وإنما الشرط أن يصادف الحدث طهارة كاملة، كذا في "الجوهرة" لا يراد اشتراط الكمال وقت اللبس، بل وقت الحدث، لكن ذكر اللبس وأراد بقاءه، كذا في "الفاتح".

<sup>(</sup>٢) بعد تمام الطهارة، فإنه يمسح على الخفين.

<sup>(</sup>٣) لقوله عليه السلام: «يمسح المقيم يومًا وليلة و المسافر ثلاثة أيام ولياليها». (الجوهرة)

بِالأَصَابِعِ'')، يُبتَدَأُ مِنَ الأَصَابِعِ إِلَى السَاقِ'').

وفَرضُ ذَلِكَ مِقدَ ارُئُلاثِ أَصَابِعَ مِن أَصَابِعِ اليَدِ<sup>(٣)</sup>، ولا يَجُوزُ الـمَسحُ عَلَى خُفَّ فِيهِ خَرْقٌ كَثِيرٌ (١) يَتَبَيَّنُ مِنهُ قَدْرُ ثَلاثِ أَصَابِعِ الرِجلِ (٥)، وإن كَانَ أَقَلَّ مِن ذَلِكَ جَازَ (١)، ولا يَجُوزُ الـمَسحُ

- (٤) قوله: "وابتداءها. . . إلخ" أي ابتداء المدة يعتبر من وقت الحدث، حتى لو توضأ المقيم عند طلوع الفجر، ولبس وأحدث بعد ما صلى الظهر يمسح في الغد إلى مثل تلك الساعة، أي بعد الظهر . (ملا مسكين)
  - (٥) يعني من وقت الحدث، لا من وقت اللبس.
- (٦) قوله: "على ظاهرهما" يعنى إنما شرع المسح على ظاهرهما لا على باطنهما، لقول على رضى الله عنه: " "لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع". (الفتح وغيره)
- (۱) قوله: "خطوطًا بالأصابع . . . إلخ" هذا هو المسنون، ولو مسح براحته جاز، وقوله: "خطوطًا" إشارة إلى أنه لا يشترط التكرار، لأن بالتكرار ينعدم الخطوط، وصورة المسح أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيسر، ويمدهما جميعًا إلى الساق فوق الكعبين، ويفرج بين أصابعه، هذا هو المسنون، وأما المفروض فمقدار ثلاث أصابع، كما هو مذكور في المتن، سواء مسح بالأصابع أو خاض في الماء، أو أصاب خفيه ماء المطر مقدار ثلاث أصابع.

واعلم أن إظهار الخطوط في المسح ليس بفرض، كما ذهب إلى فرضيته الإمام الهمام صدر الشريعة، وقال: فرضه خطوط، لأن الخطوط مذكورة في "الهداية" و "الجوهرة"، ولكن ليس في عبارتهما ما يدل على الفرضية، وهكذا ذكره كثير من الفقهاء، وما نص على فرضيته أحد.

ذكر في "شرح الطحاوى": أن إظهار الخطوط في المسح ليس بشرط في ظاهر الروايات، وذكر في بعض الفتاوى: أن إظهار الخطوط مستحب لحديث المغيرة: كأنى أنظر إلى أثر المسح على خف رسول الله على خطوطًا بالأصابع -والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب- كذا في "الجوهرة" وغيرها.

- (٢) قوله: "يبتدأ من الأصابع إلى الساق هذا هو المسنون، ويكفيه المسح مرة واحدة، ولو بدأ من الساق إلى الأصابع جاز. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "من أصابع اليد [وقال الكرخى: من أصابع الرجل، وما في المتن أصح]" أي بقدر ثلاث أصابع اليد طولا وعرضًا لكل رجل بالاستقلال، فلو مسح على واحدة بقدر أصبعين وعلى الأخرى خمسًا، أو على كل أقل من ثلاث، لا يجوز في الصحيح، ثم لم يذكر محمد رحمه الله في "الأصل": أن التقدير بثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد اعتبارًا بآلة المسح، أو أصابع الرجل اعتبارًا بمحل المسح، وكان الفقيه أبو بكر الرازى يقول: التقدير بثلاث أصابع اليد، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة.

وفي "الكافي": الكلام فيه كالكلام في مسح الرأس، فمن شرط الربع ثمه شرطه ههنا أيضًا، ومن شرط أدنى ما يطلق عليه اسم المسح ثمه شرطه ههنا أيضًا، ولو مسح بثلاث أصابع مضمومة غير ممدودة جاز، لأن فرضه مقدار ثلاث أصابع من اليد، وهو الأصح. (المسكين وغيره)

(٤) قوله: "ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير . . . إلخ" يروى بالباء الموحدة وبالثاء المثلثة ، فالأول في موضع ، والثاني في مواضع ، وفيه إشارة إلى أن الخروق تجمع في خف واحد ، ولا تجمع في خفين ، بخلاف النجاسة المتفرقة ، لأنه حامل للكل ، وانكشاف العورة نظير النجاسة ، وعند الشافعي وزفر الخرق اليسير يمنع

عَلَى الخُفِّينِ (١) لَمَن وَجَبَعَلَيهِ الغُسلُ، ويَنقُضُ المَسحَ ما يَنقُضُ الوُضُوءَ، ويَنقُضُه أَيْضًا نَزعُ الخُفِّرِ ٢) ومُضَى المُدَّة (٣)، فَإِذَا مَضَت المُدَّةُ، نَزَعَ خُفِّيه، وَغَسَلَ رجلَيه (١) وصَلّى، ولَيسَ عَلَيه

المسح، وإن قل، لأنه لما وجب غسل البادي يجب غسل الباقي. قلنا: الخفاف لا تخلو عن يسير خرق عادة، فيلحقه الحرج في النزع، وتخلو عن الكبير، فلا حرج، والكبير أن ينكشف منه مقدار ثلاث أصابع الرجل. (الجوهرة)

(٥) قوله: "أصابع [يعنى صغرها] الرجل [لأنه يجب غسله، والجمع بين الغسل والمسح متعذر]" يعنى أصغرها، وهو الصحيح، لأن الأصل في القدم هو الأصابع باعتبار أنها أصل الرجل، والقدم تبع لها، ولهذا قالوا: إن من قطع اصابع رجل إنسان، فإنه يلزمه جميع الدية، والثلاث أكثرها، فقامت مقام الكل، واعتبار الأصغر للاحتياط.

وفي "المحيط": إذا كان يبدو قدر ثلاث أنامل وأسافلها مستورة، قال السرخسي: يمنع، وقال الحلواني: لا يمنع حتى يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالها، وهو الأصح، والأنامل هي رؤوس الأصابع. (الجوهرة)

- (٦) قوله: "وإن كان أقل من ذلك جاز [لأن الخف لا يخلو عن خرق قليل عادة، فجعل عفواً لدفع الحرج، كذا في "البناية"]" ولو كانت الأصابع تبدو من الخرق حالة المشي، ولا تبدو حال وضع القدم على الأرض، لم يجز المسح عليه، وإن كان على العكس جاز، كذا في "منية المصلى"، وهذا كله إذا كان الخرق أسفل من الكعب، أما إذا كان فوقه: يجوز المسح عليه وإن كبر. (الجوهرة)
- (١) قوله: "ولا يجوز . . . إلخ" لأن الجنابة لا تتكرر عادة، فلا حرج في النزع بخلاف الحدث، فإنه يتكرر، ولما روى الترمذي والنسائي عن صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا عن جنابة، ولكن لا تنزع من غائط وبول ونوم" . (الجوهرة وغيرها)
- (٢) قوله: "نزع الخف" أى ينقضه نزع الخف، لأن الخف مانع لسراية الحدث إلى القدم، فإذا زال المانع عاد الحدث السابق، وعمل عمله، وأفرد الخف ليعلم أن نزع خف واحد يكفى لانتقاض المسح لتعذر الجمع بين الأصل والخلف فى وظيفة واحدة، كذا فى "المستخلص"، وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق، وكذا بأكثر القدم وهو الصحيح، وعن محمد إذا بقى قدر ثلاث أصابع من ظهر القدم فى محل المسح، بقى حكم المسح لبقاء محل الفرض فى مستقره. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "ومضى المدة [إذا وجد الماء]" هذا إذا وجد الماء ، أما إذا لم يجده ، لم ينتقض مسحه ، بل يجوز له الصلاة حتى إذا أنقضت وهو فى الصلاة ولم يجد ماء ، فإنه يمضى على صلاته ، لأن حاجته ههنا إلى غسل رجليه ، فلو قطع الصلاة فإنه يتيمم ولاحظ للرجلين فى التيمم ، فلهذا كان المضى على صلاته أولى . ومن المشايخ من قال : تفسد صلاته ، والأول أصح ، وكذلك إذا مضت المدة ، وكان يخاف الضرر من البرد إذا نزعهما جاز له أن يصلى ، كذا فى "الذخيرة" ، ولو كان الخف ذا طاقين ، فمسح عليه ثم نزع أحد طاقيه ، فإنه لا يجب عليه إعادة المسح على ما ظهر تحته ، كذا فى "الجوهرة" .

اعلم إن نزع الخف ومضى المدة غير ناقض في الحقيقة، إنما الناقض الحدث السابق، لكن الحدث يظهر عند النزع والمضي، فأضيف النقض إليهما مجازًا. (المستخلص وغيره)

(٤) لأن عند النزع يسرى الحدث السابق إلى القدمين كأنه لم يغسلهما قبل مضى المدة إذا نزعهما، أو نزع أحدهما. (الجوهرة وغيرها)

إِعَادَةُ بَقِيّةِ الوُضُوءِ (١) ومَن ابتَدَأ المَسحَ (١ وهُو مُقِيمٌ، فَسَافَرَ قَبلَ تَمَام يَومٍ ولَيلَة، مَسَحَ تَمَام ثَلاثة أَيّامٍ ولَيالِيهَا (١) ومَن ابتَدَأ المَسحَ وهُو مُسَافِرٌ، ثُمّ أُقَام (١ فَإن كَانَ مَسَحَ يَومًا ولَيلَةً أَو أكثَر، لزِمَه نَزعُ خُفّيهِ (٥) وإن كَانَ أقلَّ مِنهُ تَمّ مَسحَ يَومٍ ولَيلَة، ومَن لَبِسَ الجُرمُوقَ فَوقَ الحُفِّ مَسحَ عَليه (١ ، ولا يَجُوزُ الْمَسحُ عَلَيه (١ ) المَجورَبينِ (١ ) إلا أن يَكُونَا مُجَلَّدَينِ (١ ) أَو مُنعَلينِ (٩ ) .

- (٤) أي دخل مصره، أو نوى الإقامة.
- (٥) وغسل رجليه حتى لو كان ذلك، وهو في الصلاة فسدت. (الفاتح)

(٦) قوله: "ومن لبس الجرموق [بضم الجيم والميم كليهما]... إلخ" ويقال له: موق أيضًا، وهو فارسى معرب، خف كبير واسع يلبس فوق الخف، وقيد لبس الجرموق بقيد فوق الخف، لأنه لو لبس الجرموق وحده جاز المسح اتفاقًا، وإن لبسه فوق الخف يجوز المسح عليه عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز المسح عليه، لأن المسح على الجرموق لجعلنا للبدل بدلا، وهذا لا يجوز. ولنا ما روى عن عمر رائع أنه قال: رأيت رسول الله على الجرموقين، ولأنه تبع للخف، ولذا شاركه في حالة الانفراد.

والمسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف مشروط بشرطين: أحدهما: أن لا يتخلل بينه وبين الخف حدث، كما إذا لبس الخفين على طهارة ولم يمسح عليهما حتى لبس الجرموقين قبل أن ينتقض الطهارة التى لبس عليها الخف، فحينئذ يجوز المسح على الجرموقين، وأما إذا حدث بعد لبس الخفين، ومسح عليهما، ثم لبس الجرموقين بعد ذلك، لا يجوز له المسح على الجرموقين، لأن حكم المسح قد استقر على الخف، وكذا لو أحدث بعد لبس الخف، ثم لبس الجرموق قبل أن يمسح على الخف، لا يمسح عليه أيضاً. والشرط الثاني: أن يكون الجرموق لو انفرد جاز المسح عليه حتى لو كان به خرق كبير لا يجوز المسح عليه. (الجوهرة والمسكين والمستخلص)

- (٧) عند أبي حنيفة.
- (٨) المجلد: هو الذي وضع الجلد على أعلاه وأسفله. (الطائي)
  - (٩) والمنعل: هو الذي وضع الجلد على أسفله كالنعل للقدم.

<sup>(</sup>١) قوله: "وليس عليه إعادة بقية الوضوء" هذا احتراز عن قول الشافعي، فإنه يقول: عليه إعادة الوضوء، وقال ابن أبي ليلي: لا يعيد شيئًا من الوضوء. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٢) قوله: "ومن ابتدأ المسح وهو مقيم. . . إلخ" قيد المسح بحالة الإقامة لأنه لو لبس وهو مقيم وسافر قبل أن تنقض الطهارة، ومسح تتحول مدته إلى مدة السفر اتفاقًا، وقيد بقوله: "قبل تمام يوم وليلة" لأنه لو سافر بعد مضى مدة الإقامة لا تتحول مدته إلى مدة السفر بالاتفاق، لأن مانعية الخف قد زال، والحدث قد سرى إلى القدمين. (المسكين والمستخلص)

<sup>(</sup>٣) قوله: "مسح . . . إلخ" وقال الشافعي: لا يجوز أن يمسح مسح المسافر ، والأصل في هذا أن المعتبر عندنا في الأحكام المتعلقة بالوقت آخره كالصلاة إذا سافر في آخر الوقت يصير فرضه ركعتين، وإن أقام فيه ينقلب فرضه أربعًا، وكذا الصبي إذا بلغ في آخر الوقت أو أسلم الكافر ، يجب عليهما الصلاة . (الجوهرة)

وقَالاً ('': يَجُوزُ إِذَا كَانَا تَحِينَينِ ('')لا يَشُفّانِ ('') ولا يَجُوزُ الْمَسحُ (') عَلَى العِمَامَةِ والقَلَنسُوَةِ والبُرقُعِ والقُفَّازَينِ (٥) ، ويَجُوزُ (١ عَلَى الجَبَاثِرِ، وإن شَدَّهَا عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ (٧) ، فإن سَقَطَتْ مِن غَير بُرْءٍ ، لَم يَبطُل الْمَسْحُ (٨) ، وإن سَقَطَتْ عَن بُرْءٍ بَطَل (١) .

- (٢) حد الثخانة أن يقوم على الساق من غير أن يربط بشيء. (الجوهرة)
  - (٣) أي لا يرى ما تحتهما من بشرة الرجل من خلاله. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "لا يجوز . . . إلخ" لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء والرخصة إنما هي لدفع الحرج، والقلنسوة: شيء تجعله المرأة على وجهها يبدو منه والقلنسوة: شيء تجعله المرأة على وجهها يبدو منه العينان، والقفازين: شيء يجعل على الذراعين يحشى قطنًا له أزارير يلبسان من شدة البرد. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "والقفازين[دستانها]" القفاز -بضم القاف وتشديد الفاء-" هو شيء يلبسه النساء والصبيان في أيديهم يعني دستانه. (العيني)
- (٦) قوله: "ويجوز على الجبائر [جمع جبيرة]" الجبائر جمع جبيرة، وهو الألواح التي يجبر بها العظام المسكورة، الأصل في جواز المسح على الجبيرة حديث على رضى الله عنه أنه قال: كسرت إحدى زندى فأمرنى رسول الله على أمسح عليها، ثم هذا وإن كان في الجبيرة خاصة لكن عرف الحكم في القروح بدلالة النص. (المستخلص والفاتح)
- (٧) قوله: "وإن شدها. . . إلخ" اعلم إنها تخالف المسح على الخفين بأربعة أشياء: أحدها: أنها إذا سقطت عن برء يكتفى بغسل ذلك الموضع، بخلاف الخفين، فإن أحدهما إذا سقط يجب غسل الرجلين، والثانى: إذا سقطت عن غير برء شدها مرة أخرى ولا يجب عليه إعادة المسح، والثالث: إن مسحها لا يتوقت، والرابع: إذا شدها على طهارة أو على غير طهارة يجوز المسح عليها، بخلاف الخفين.

قال أبو على النسفى: إنما يجوز المسح على الجبيرة إذا كان المسح على الجراحة يضره، وإلا فلا يجوز، ويجوز المسح على الجبيرة وإن كان بعضها على الصحيح، ويكون تبعًا للمجروح، لأنه لا يمكن شد الجبيرة على الجرح خاصة، كذا في " الجوهرة " .

- (٨) لأن العذر قائم. (الجوهرة)
  - (٩) لزوال العذر. (الجوهرة)

<sup>(</sup>۱) قوله: "وقالا: يجوز إذا كانا تُخينَين" الجورب: هو خف من كتان، أو قطن، أو نحو ذلك، والمسح عليه إذا كان مجلداً أو منعلا، أو تُخينًا لإمكان متابعة المشى فيه فرسخًا أو أكثر، ثم المسح على الجورب المنعل جاز اتفاقًا، وعلى الرقيق لا يجوز اتفاقًا، وعلى التُخين غير جائز عند الإمام، وقالا: يجوز قال في "الذخيرة": رجع أبو حنيفة إلى قولهما في آخر عمره قبل موته بسبعة أيام، وقيل بثلاثة أيام، وعليه الفتوى؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام: «توضأ ومسح على الجوربين والنعلين»، رواه أبو داود والترمذي . (الجوهرة والعيني وغيرهما)

## باب<sup>(۱)</sup>الحَيض

أَقَلُ (٢) الحَيضِ ثَلاثَةُ أيّامِ ولَيالِيهَا (٤)، وما نَقَصَ مِن ذَلِكَ، فَلَيسَ بحَيضٍ وهُوَ استِحَاضَةُ، وأكثَرُهُ (٥) عَشَرَةُ أيّام، وما زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ استِحَاضَةٌ، ومَا تَرَاهُ الْمَرأَةُ منَ الْحُمرَة والصُفرَة

(۱) قوله: "باب الحيض . . . إلخ " لما قدم ذكر الأحداث التي يكثر وقوعها من الأصغر والأكبر ، والأحكام المتعلقة بها أصلا وخلفًا ، ذكر عقيبه الأحداث التي يقل وجودها ، وهوالحيض والنفاس ، ولهذا المعنى قدم ذكر الحيض على النفاس ؛ لأن الحيض أكثر وقوعًا منه ، ولأن مسائله كثيرة وفروعه غفيرة بالنسبة إلى مسائله ، فكأنه هو الأهم . والحيض في اللغة : اسم لخروج الدم من الفرج على أي صفة كان من آدميته أو غيرها ، حتى قالوا : حاضت الأرنب : إذا خرج من فرجها الدم . وفي الشرع : عبارة عن دم مخصوص أي دم بنات آدم من مخرج مخصوص ، وهو مخصوص ، وهو مخصوص ، وهو أن يكون في أوانه يمتد مدة مخصوصة أي لا يزيد على العشر ، ولا ينقص عن الثلاث . ويقال في تفسيره شرعًا أيضًا : هو الدم الخارج من رحم امرأة سليمة من الداء والصغر ، فقولهم : سليمة من الداء احتراز عن المستحاضة ، ويقال أيضًا في تعريفه : هو دم ينفضه رحم امرأة سليم عن الداء بالغة ، وهي بنت تسع سنين فصاعدًا على ويقال أيضًا في تعريفه : هو دم ينفضه رحم امرأة سليم عن الداء بالغة ، وهي بنت تسع سنين فصاعدًا على الأصح ، وفي ست وسبع وثمان سنين اختلاف . (الجوهرة)

قوله: "باب الحيض" مناسبة إيراد هذا الباب عقب الأبواب المتقدمة أنه ذكر هناك حكم الطهارة بعد انقطاع الحيض والنفاس، ولم يذكر امتدادهما وحقيقتهما، فبين في هذا الباب حكم الامتداد والحقيقة، ولأنه بين فيما قبله الأحكام التي تشمل الرجال والنساء، وفي هذا الباب أحكام النساء خاصة، وذكر الرعاف وغيره تشبيها، وإنما لقب الباب بلحيض مع أنه فيه ذكر لنفاس والرعاف، لأنه أكثر وقوعاً منهما، وإنما ذكر هذا الباب بعد باب المسح، لأن فيهما ذكر المدة، والمسح يشمل المرأة والرجل، وهذا مختص بالمرأة والأعم ينبغي أن يكون قبل الأخص. (الفتح والمسكين وغيرهما)

- (٢) قوله: "الحيض" وسببه ابتلاء الله تعالى لحواء عليها السلام حين تناولت من شجرة الخلد، وبقى هو في بناتها إلى يوم القيامة بذلك السبب، كما روت عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبي ﷺ في الحيض: هذا شيء كتبه الله على بنات أدم عليه السلام. (فتح المعين)
- (٣) قوله: "أقل الحيض . . . إلخ لقوله عليه السلام: «أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام»، رواه الدارقطني والطبراني مرفوعًا، والحديث وإن كان ضعيفًا لكن تعددت طرقه، وذلك يرفع الحديث إلى الحسن . (فتح المعين وغيره)
- (٤) قوله: "ولياليها" لا يشترط ثلاث ليال، بل إذا رأته ثلاثة أيام وليلتين كان حيضًا، لأن العبرة للأيام دون الليالي، ويحمل كلام الشيخ على ما إذا رأته في بعض النهار، فلابد حينئذ من ثلاثة أيام وثلاث ليال، لآن اليوم الشالث لا يكمل إلا إلى مثله من الرابع، فيدخل ثلاث ليال، وأما لو رأته قبل طلوع الفجر، ثم طهرت عند الغروب من اليوم الثالث كان حيضًا، وذلك ثلاثة أيام وليلتان، وقال أبو يوسف: أقله يومان وأكثر اليوم الثالث، اعتبارًا للأكثر بالكل، لأن الأكثر من اليوم الثالث يقوم مقام كله معنى إذ الدم لا يسيل على الولاء. (الجوهرة النيرة)
- (٥) قوله: "وأكثره عشرة أيام" هذا قول أبي حنيفة آخراً، وقال أولا: خمسة عشر يوماً كمذهب الشافعي ومالك لهما ما روى عنه عليه الصلاة والسلام: «تمكث إحداكن شطرها لا تصلي»، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام».

والكُدْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيضِ، فَهُو حَيضٌ (١) حَتَّى تَرَى البَيَاضَ خَالِصًا (٢)، والحَيضُ يُسقطُ عَنِ الحَائِضِ الصَّلاةَ (٣)، والحَيضُ يُسقطُ عَنِ الحَائِضِ الصَّلاةَ (٣)، ولا تَقضِى الصَّلاةَ (٥)، وتقضِى الصَّلاةَ (٥)، ولا تَقضِى الصَّلاةَ (٤)، ولا تَصْد خُلُ السَمَسجِيدَ، ولا تَطُوفُ بِالبَيتِ (٧) ولا يَاتِيهَا زَوجُهَا (٨)، ولا يَجُوزُ لِحَائِضِ، ولا لِجُنُبِ

والجواب عن حديثهما أنه قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يعرف، وقال النووى: حديث باطل، وعلى تسليم الصحة فيقال ليس المراد بالشطر حقيقته بل ما يقارب الشطر، لأن في عُمرها زمان الصغر ومدة الحبل والإياس والنفاس، ولا تحيض في شيء من ذلك. (فتح المعين والجوهرة)

- (١) قوله: "فهو حيض" ألوان الدم ستة، السواد والحمرة والصفرة والخضرة والكدرة والتربية المنسوبة إلى التراب، فهذه الألوان كلها حيض إلا البياض الصافى، لما روى أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضى الله عنها الخرقة أوالقطنة فيهاالكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعنى الجصة شبهت الرطوبة الصافية بعد الحيض بالجص تريد بذلك الطهر من الحيض. (الفتح والمسكين)
- (۲) قوله: "البياض خالصا" البياض الخالص هو شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم، وقيل هو القطن التي تختبر به المرأة نفسها إذا خرج البيض فقد طهرت. (المسكين والجوهرة)
- (٣) قوله: "الحيض يسقط عن الحائض الصلاة" أي الصلاة المعهودة وصلاة الجنازة أيضًا، ولاشك أن المنع من الشيء منع لأبعاضه، ولهذا منعت من سجود التلاوة وسجود الشكر. (فتح المعين)
- (٤) قوله: "ويحرم عليها الصوم" إنما قال: في الصوم يحرم، وفي الصلاة يسقط؛ لأن القضاء في الصوم واجب، فلا يليق ذكر السقوط فيه، والصلاة لا تقضى فحسن ذكر السقوط فيها. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "وتقضى الصوم . . . إلخ " لما روى عن معادة العدوية قالت : سألت عائشة رضى الله عنها ما بال الحائض تقضى الصوم دون الصلاة؟ فقالت : أحرورية أنت، يعنى خارجية ، فقلت : لست بحرورية ، ولكنى أسأل ، فقالت : كان يصيبنا ذلك فكنا نؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، ولأن في قضاء الصلاة مشقة ؛ لأن في كل يوم وليلة خمس صلوات ، فيكون في أكثر مدة الحيض خمسون صلاة ، وهكذا في كل شهر . وأما الصوم فلا يكون في السنة إلا مرة ، فلا يلحقها في قضاءه مشقة ، والنفاس ملحق بالحيض لطوله ،

واما الصوم فلا يكون في السنة إلا مرة، فلا يلحقها في قضاءه مشقة، والنفاس ملحق بالحيض لطوله، فيلحقها الحرج في قضاءها، والأصح أن قضاء الصوم يجب على التراخي عند الأكثر، وعند أبي بكر الرازي: يجب على الفور. (الفتح والمسكين والجوهرة)

(٦) لقول عائشة: كانت إحداناعلى عهدرسول الله ﷺ إذا طهرت من حيضها تقضى الصيام والاتقضى الصلاة.

(٧) قوله: "ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت" قال في "المستخلص": يمنع الحيض دخول المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب»، وهو بإطلاقه حجة على الشافعي في إباحته الدخول على وجه العبور -انتهى-.

وسطح المسجد له حكم المسجد حتى لا يحل للحائض والجنب الوقوف عليه، لأنه في حكمه، فإن قيل: الطواف لا يكون إلا بدخول المسجد، وقد عرف منعها منه، فما الفائدة في ذكر الطواف؟ نقول: لما كان للحائض أن تصنع ما يصنعه الحاج من الوقوف وغيره ربما يظن ظان أنه يجوز لها الطواف أيضًا، كما جاز لها الوقوف، وهو أقوى منه، فأزال هذا الوهم بذلك، أو يتوهم جواز دخول المسجد لضرورة الطواف، فأزال ذلك الوهم. (الجوهرة والعيني وغيرهما)

## قراءة القُرْانِ(١)، ولا يَجُوزُ(١) للمُحْدِثِ مَسُّ المُصْحَفِ إلا أن يَأْخُذَهُ بِغِلافِه (٦)، فإذَا انقَطَعَ دَمُ

(٨) قوله: "ولا يأتيها زوجها" ذكره بلفظ الكناية تأدبا وتخلقا، واقتدى بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهّرنَ وَأَتُوهُنَ ﴾ وبقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَطَهّرنَ وَإِنْ أَتَاها مستحلا كفر، وإن أتاها غير مستحل فعليه التوبة والاستغفار، وقيل: يستحب أن يتصدق بدينار، وقيل: بنصف دينار، والتوفيق بينهما إن كان في أوله فدينار، وإن كان في أخره أو وسطه فنصف دينار. وهل ذلك على الرجل وحده أو عليهما جميعًا، الظاهر أنه عليه دونها، ومصرفه مصرف الزكاة، وله أن يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بدنها ما خلا ما بين السرة والركبة عندهما.

وقال محمد: يستمتع بجميع بدنها ويجتنب شعار الدم لا غير، وهو موضع خروجه، ولا يحل لها أن تكتم الحيض على زوجها ليجامعها بغير علم منه، وكذا لا يحل لها إن تظهر أنها حائض من غير حيض لتمنعه مجامعتها، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الغائصة والمغوصة»، فالغائصة: التي لا تعلم زوجها أنها حائض فيجامعها بغير علم، والمغوصة: هي التي تقول لزوجها: أنا حائض وهي طاهرة حتى لا يجامعها. (الجوهرة)

(۱) قوله: "ولا يجوز لحائض ولا لجنب قراءة القرآن" لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقرأ البجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن»، وهو حجة على مالك في الحائض، لأنه قال: يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب، لأنه يباشر القرآن بعضو يجب غسله، فلا يجوز، كذا لا يجوز له القراءة حالة الوطء والنفساء كالحائض، وظاهر هذا أن الآية، وما دونها سواء في التحريم.

وقال الطحاوى: يجوز لهم ما دون الآية، والأول أصح، قالوا: إلا أن لا يقصد بما دون الآية القراءة مثل أن يقول: الحمد لله يريد الشكر، وبسم الله عند الأكل أوغيره، فإنه لا بأس به، لأنهما لا يمنعان من ذكر الله، وهل يجوز للجنب كتابة القرآن، قال في "منية المصلى": لا يجوز، وفي الخجندي يكره للجنب والحائض كتابة القرآن إذا كان يباشر اللوح والبياض، وإن وضعهما على الأرض وكتبه من غير أن يضع يده على المكتوب لا بأس به، وأما التهجي بالقرآن فلا بأس به.

وقال بعض المتأخرين: إذا كانت الحائض والنفساء معلمة جاز لها أن تلقن الصبيان كلمة، وتقطع بين الكلمتين، ولا تلقنهم آية كاملة، لأنها مضطرة إلى التعليم، وهي لا تقدر على رفع حدثها، فعلى هذا لا يجوز للجنب ذلك، لأنه يقدر على رفع حدثه، ولا بأس للجنب والحائض والنفساء أن يسبحوا الله ويهللوه. الجوهرة وغيرها)

(٢) قوله: "ولا يجوز للمحدث مس المصحف لقوله تعالى: ﴿لا يَمَسَه إلا المَّطَهَرُونَ﴾ ولقوله عليه الصلاة والسلام: الا يمس المصحف إلا طاهرا، وإنما لم يذكر الحائض والنفساء والجنب لأنه يعلم أن حكمهم هذا بطريق الأولى، لأن حكم القراءة أخف من حكم المس، فإذا لم تجز لهم القراءة فلأن لا يجوز لهم المس أولى، والفرق في المحدث بين المس والقراءة أن الحدث حل اليد دون الفم، والجنابة حلت اليد والفم، ألا ترى أن غسل اليد والفم في الجنابة فرضان، وفي الحدث إنما يفرض غسل اليد دون الفم. (الجوهرة وغيرها)

(٣) قوله: "بغلافه" وغلافه ما يكون متجافيًا عنه، أى متباعدا بأن يكون شيئًا ثالثًا بين الماس والممسوس، كالجراب والخريطة دون ما هو متصل به، كالجلد المشرز هو الصحيح، وعند الإسبيجابي الغلاف هو الجلد المتصل به، والصحيح الأول وعليه الفتوى، لأن الجلد تبع للمصحف، وإذا لم يجز للمحدث المس لا يجوز له وضع أصابعه على الورق المكتوب فيه عند التقليب، لأنه تبع له، وكذا لا يجوز له مس شيء مكتوب فيه شيء من القرأن من لوح، أو درهم، أو غير ذلك إذا كان أية تامة، وكذا كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها، وله أن عبس غيره بخلاف المصحف، لأن جميع ذلك تبع له، ولا يكره للجنب والحائض والنفساء النظر إلى المصحف، لأن المنابة لا تجل العين.

ألا ترى أنه لا يفرض إيصال الماء إليها، فإن قلت: فلو تمضمض الجنب فقد ارتفع حدث الفم، فينبغي أن

يجوز له التلاوة، فهل هو كذلك؟ قال بعضهم: والصحيح أنه لا يجوز لأن بذلك لا ترتفع جنابته، وكذا إذا غسل المحدث يديه هل يجوز له المس؟ الصحيح أنه لا يجوز كما قلنا، كذا ففي إيضاح الصريفي. (الجوهرة النيرة)

- (۱) قوله: "لم يجز وطءها حتى تغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة كاملة" لأن الدم يَدر تارة ، وينقطع تارة ، فلابد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ، قوله : كاملة تحرزًا عما إذا انقطع في وقت صلاة ناقصة كصلاة الضحى والعيد ، فإنه لا يجوز الوطء حتى تغتسل ، أو يمضى وقت صلاة الظهر ، وهذا إذا كان الانقطاع لعادتها ، أما إذا كان لدونها فإنه لا يجوز وطءها ، وإن اغتسلت حتى تمضى عادتها ، لأن العود في العادة غالب ، فكان الاحتياط في الاجتناب ، وفي الخجندى : إذا انقطع دون عادتها ، فإنها تغتسل وتصلى وتصوم ، ولا يطأها زوجها أن حتى تمضى عادتها احتياطًا ، وإذا انقطع دم المسافرة ، ولم تجد الماء ، فتيممت حكم بطهارتها ، حتى إن لزوجها أن يطأها ، ولو حاضت المرأة في وقت الصلاة ، لا يجب عليها قضاءها بعد الطهر ، ولو كانت طاهرة في أول الوقت سواء أدركها الحيض بعد ما شرعت في الصلاة ، أو قبل الشروع ، وسواء بقي من الوقت مقدار ما يسع لأداء الفرض لا يجب عليها قضاء بعد الطهر ، وإن بقي أقل وجب ، ولو شرعت في صلاة النفل أو صوم النفل ، ثم حاضت وجب عليها القضاء . (الجوهرة)
- (٢) قوله: "أو يمضى عليها. . . إلخ"أى يمضى عليها قدر أن تقدر للاغتسال والتحريمة بأن انقطع في آخر الوقت، أو يمضى عليها وقت صلاة، تصير الصلاة دينًا في ذمتها، وفيه إياماء إلى أن المرأة لو كانت نصرانية مثلا لا يحل وطءها قبل الغسل، إذ الصلاة لم تصر دينًا في ذمتها، وفي تخصيص الوطء بالذكر إشارة إلى أن الحكم بطهارة الحائض بمضى الوقت إنما هو حق الوطء، فأما في قراءة القرآن فلا، وكذا الحكم في النفساء إذا انقطع نفاسها. (فتح المعين وغيره)
- (٣) قوله: "وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز . . . إلخ لأنه لا مزيد له على العشرة إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهى في قراءة التشديد وقال زفر والشافعي: لا يطؤها حتى تغتسل ، وكذا انقطاع النفاس على الأربعين حكمه على هذا ثم في العبارة نظر ، لأن حل الوطء بعد تمام العشرة لا يتوقف على الانقطاع ، بل يحل الوطء بتمام العشرة ، سواء انقطع أولا ، لأن ما بعدها استحاضة لكن أخرج الكلام مخرج العادة ، فإن تمام العشرة قلما يخلو عن الانقطاع ، أو إنما ذكر الانقطاع بمقابلة قوله: "وإذا انقطع لأقل من عشرة أيام ". (الجوهرة)
- (٤) قوله: "لعشرة أيام" أي بعد عشرة أيام، فاللام بمعنى بعد، كما في قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشّمس﴾ أي بعد دلوكها، وقوله عليه الصلاة والسلام: «صومو الرؤيته»، أي بعد رؤية هلال رمضان. (المسكين وغيره)
- (٥) قوله: "والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض، فهو كالدم الجارى" هذا قول أبي يوسف، وأبو حنيفة معه، ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط، فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في الزكاة، ومن أصل أبي يوسف أنه يبدأ الحيض بالطهر، ويختمه به بشرط أن يكون قبله وبعده دم، والأصل عند محمد: أن الطهر المتخلّل إذا انتقص عن ثلاثة أيام ولو بساعة، فإنه لا يفصل، فهو كدم مستمر، وإن كان ثلاثة أيام فصاعدًا نظرت إن كان الطهر مثل الدمين، أو الدمان أكثر منه بعد أن يكون الدمان في العشرة، فإنه لا يفصل أيضًا، وهو كدم مستمر، وإن كان أكثر من الدمين أوجب الفصل، ثم ينظر إن كان في أحدالجانبين ما يكن أن يجعل حيضًا جعل

ودَمُ الاستِحَاضَةِ (١): هُوماتَرَاهُ المَرأَةُ أَقَلَ مِن ثَلاثَةِ أَيّامٍ، أُو أَكْثَرَ مِن عَشْرَةِ أَيّام، فحُكمُه حُكمُ الرُّعَافِ لا يَمنَعُ الصَلاةَ، ولا الصومَ، ولا الوَطْءَ (٢)، وإذا زاد (١٤ ألدَمُ عَلَى العَشَرَةِ، وللمَرْأةِ عَادَةٌ مَعرُوفَةٌ، رُدِّتْ إِلَى أَيّام عَادَتهَا، ومَا زَادَ عَلَى ذَلكَ (١)، فَهُوَ استحَاضَةٌ .

حيضًا، والآخر استحاضة، وإن كان في كلاهما ما لا يمكن أن يجعل حيضًا، كان كله استحاضة، ومن أصله أنه لا يبدأ الحيض بالطهر ولا يختمه به، سواء كان قبله دم أو بعده دم، أو لم يكن .

قال في "الهداية": والأخذ بقول أبي يوسف أيسر، وفي "الوجيز" للغزالي: الأصح قول محمد، وعليه الفتوى، وفي الفتاوي: الفتوى على قول أبي يوسف تسهيلا على النساء.

والأصل عند زفر: أنها إذا رأت من الـدم في أكثر مدة الحيض مثل أقله، فالطهر المتخلّل لا يوجب الفصل. وهو كدم مستمر، وإذا لم ترّ في أكثر مدة الحيض مثل أقله، فإنه لا يكون شيء من ذلك حيضًا.

والأصل عند الحسن بن زياد: أن الطهر المتخلل إذا نقص عن ثلاثة أيام، لا يوجب الفصل، كما قال محمد، وإن كان ثلاثًا فصاعدًا فصل في جميع الأحوال، سواء كان مثل الدمين أو الدمان أكثر منه. (الجوهرة النيرة)

(٦) قوله: "وأقل الطهر خمسة عشر يومًا" بإجماع الصحابة، وكذا روى أبو طوالة عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه وجعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضوان الله عليهم أجمعين عن النبي على الله قال: «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يومًا»، والحديث وإن قال العيني: أفيه كلام" سالم عن الطعن فيه. (الفتح وغيره)

وفى "الجوهرة": يعنى الطهر الذى يكون كل واحد من طرفيه حيضًا بانفراده، وقال عطاء ويحيى بن أكتم أقله تسعة عشر، لاشتمال الشهر على الحيض والطهر عادة وقد يكون الشهر تسعة وعشرين يومًا، وأكثر الحيض عشرة أيام، فبقى الطهر تسعة عشر يومًا، قلنا: مدة الطهر نظير مدة الإقامة من حيث إنه يعود بها ما كان يسقط من الصلاة والصيام، ولهذا قدرنا أقل الحيض بثلاثة أيام اعتبارًا بأقل السفر -انتهى- وقال أيضًا إبراهيم النخعى: بخمسة عشر يومًا، كذا في "الهداية".

- (٧) أي ما دامت طاهرًا، فإنها تصوم وتصلى، وإن استغرق ذلك جميع عمرها.
- (١) قوله: "ودم الاستحاضة . . . إلخ ليس هذا حصراً لدم الاستحاضة ، بل لبيان بعضه ، فإن الحامل لو رأت الدم ثلاثًا أو عشرًا ، أو زاد الدم على العادة حتى جاوز العشرة ، أو زاد النفاس على الأربعين فكل ذلك دم الاستحاضة ، والفرق بينه وبين دم الحيض : أن دم الاستحاضة أحمر رقيق ليس له رائح ، ودم الحيض متغير اللون تُخين نتن الرائحة . (الجوهرة)
- (٢) قوله: "لا يمنع الصلاة... إلغ" لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس رضى الله عنها: "توضئى وصلى وإن قطر الدم على الحصير"، فثبت به حكم الصلاة عبارة، وحكم الصوم والوطء دلالة نتيجة الإجماع، إذ الإجماع منعقد على أن دم الرحم يمنع الصلاة والصوم والوطء، ودم العروق لا يمنع واحدًا، فلما علم أن هذا الدم لا يمنع الصلاة علم أنها دم العروق، لا دم الرحم، فثبت الحكمان الآخران بنتيجة الإجماع، أى حكم الإجماع إذ الحكم نتيجة السبب، كذا في "الهداية" و الكفاية". (المستخلص والعيني)
  - (٣) قوله: "وإذا زاد الدم. . . إلخ" فائدة ردها أنها تؤمر بقضاء ما تركت من الصلاة بعد العادة . (الجوهرة)
  - (٤) قوله: "وما زاد على ذلك فهواستحاضة" لأن الزائد على العادة يجانس ما زاد على العشرة، فيلحق به . (الفاتح)

## هذا الجدول (١) حاول صُور اختلاف أئمتنا الأربَعَة رهم الله في مسألة الطهر المتخلّل

|                    | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | صورة المسألة |                |                                                    |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------|
| (ه)<br>حسن بن زیاد | (٤)<br>زفر                           | (۲)<br>محمد  | (۲)<br>أبىيوسف |                                                    |
| ليسبحيض            | ليسبحيض                              | ليسبحيض      | حيض كله        | امرأة <sup>(٦٢</sup> ) رأت يومًا دمًا              |
|                    |                                      |              |                | وثمانية أيام طهرًا ويومًا دمًا                     |
| ليسبحيض            | ليسبحيض                              | ليسبحيض      | حيض كله        | أورأت ساعة دمًا وعشرة أيام                         |
|                    |                                      |              |                | غير ساعتين طهرًا ثم ساعة دمًا .(الجوهرة)           |
| ليسبحيض            | حيض كله                              | ليسبحيض      | حيض كله        | ولورأت <sup>(۷)</sup> يومين دماًوسبعة طهراً ويوماً |
|                    | •                                    |              |                | دمًا أورأت يومًا دمَّاوسبعة طهرًا ويومين دمًا      |

- (١) هذا الجدول مستفاد من "الجوهرة النيرة"، وليس في "مختصر القدوري ".
- (٢) أصله أنه يبدأ الحيض بالطهر ويختمه به بشرط أن يكون قبله وبعده دم. (الجوهرة)
- (٣) أصله أنه لا يبدأ الحيض بالطهر، ولا يختمه به سواء كان قبله دم أو بعده دم، أو لم يكن والطهر إذا انتقص عن ثلاثة أيام ولو بساعة فإنه لا يفصل وهو كدم مستمر، وإن كان ثلاثة أيام فصاعدًا نظرت إن كان الطهر مثل الدمين أو الدمان أكثر منه بعد أن يكون الدمان في العشرة، فإنه لا يفصل أيضًا، وهو كدم مستمر، وإن كان أكثر من الدمين أوجب الفصل، ثم ننظر إن كان في أحد الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضًا، جعل حيضًا، والآخر استحاضة، وإن كان في كلاهما ما لا يمكن أن يجعل حيضًا كان كله استحاضة. (الجوهرة)
- (٤) أصله أنها إذا رأت الدم في أكثر مدة الحيض مثل أقله، فالطهر المتخلل لا يوجب الفصل وهو كدم مستمر، وإذا لم تر في أكثر مدة الحيض مثل أقله، فإنه لا يكون شيء من ذلك حيضًا. (الجوهرة)
- (٥)أصله أن الطهر المتخلل إذا نقص عن ثلاثة أيام لا يوجب الفصل وإن كان ثلاثًا فصاعدًا يوجب الفصل في جميع الأحوال، سواء كان مثل الدمين أو الدمان أكثر منه. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "امرأة رأت يومًا" إلى آخر الصورتين، هذا عند أبي يوسف، ويكون الطهر المتخلل كدم مستمر، وعند محمد وزفر والحسن: لا يكون شيء منه حيضًا، أما عند زفر: فلأنها لم تر في أكثر مدة الحيض مثل أقله، وعند محمد: الطهر أكثر من الدمين، وليس في أحد المجانبين ما يصلح أن يكون حيضًا، وكذا عند الحسن. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "امرأة رأت يومين دمًا "إلى آخر الشقين، فعند أبى يوسف وزفر: العشرة كلها حيض، أما عند أبى يوسف: فظاهر، وأما عند زفر فلأنها رأت في مدة أكثر الحيض مثل أقله، وعند محمد والحسن لا يكون شيء من ذلك حيضًا، لأن الطهر أكثر من ثلاثة أيام، وهو أكثر من الدمين، وليس في أحد الجانبين ما يمكن أن يجعل حيضًا. (الجوهرة)

| الثلاثة الأول حيض | حيض كله        | الثلاثة الأول حيض | حيض كله        | ولورأت "ثلاثة أيام دمّا                        |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------|
| والباقي استحاضة   |                | والباقىاستحاضة    |                | وستة أيام طهرًا ويومًا دمًا                    |
| الثلاثة الأخرحيض  | حيض كله        | الثلاثة الأخرحيض  | حيض كله        | أو رأت يومًا دمًا وستة طهرًا                   |
| والباقي استحاضة   |                | والباقى استحاضة   |                | وثلاثة دمًا .                                  |
| الأربعة حيض فقط   | حيض كله        | حيض كله           | حيض كله        | ولورأت أربعة أيام دمًا وخمسة                   |
| تقدمت أوتأخرت     |                |                   |                | أيام طهرًا ويومًا دمًا .أورأت يومًا            |
|                   |                |                   |                | دمًا وخمسة طهرًا وأربعة دمًا                   |
| حيض كله           | حيض كله        | حيض كله           | حيض كله        | ولو رأت <sup>(۳)</sup> يومًا دمًا ويومين طهرًا |
|                   |                |                   |                | ويومادما                                       |
| الثلاثة الأول     | عشرة أيام من   | الثلاثة الأول     | عشرة أيام من   | ولورأت ''ثلاثة دمًا                            |
| حيض               | أولها حيض      | حيض والباقي       | أولهاحيض       | وستة طهرًا                                     |
| الباقي استحاضة    | ويومان استحاضة | استحاضة           | ويومان استحاضة | وثلاثة دمًا                                    |

<sup>(</sup>١) قوله: "ولو رأت ثلاثة إلى آخر الصورتين، فعندأبي يوسف وزفر: العشرة كلها حيض، وعند محمد والحسن: الثلاثة تكون حيضًا من أول العشرة في الفصل الأول، ومن آخرها في الفصل الثني، وما بقي استحاضة. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٢) قوله: "ولو رأت أربعة أيام دمًا" إلى آخر الصورتين، فعند أبى يوسف ومحمد وزفر: العشرة كلها حيض، أما على قول أبى يوسف وزفر: فقد بيناه، وأما على قول محمد: فلأن الطهر مثل الدمين، فلا يفصل، وعند الحسن: يفصل، لأنه أكثر من ثلاثة أيام، فجعلت الأربعة حيضًا تقدمت أو تأخرت، والباقى استحاضة. (الجوهرة)

 <sup>(</sup>٣) قوله: "ولو رأت يومًا دمًا. . . إلخ" فالأربعة كلها حيض في قولهم جميعًا، لأن الطهر أقل من ثلاثة أيام. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٤) قوله: "ولو رأت ثلاثة دمًا... إلخ" فذلك كله اثنا عشر يومًا، فعند أبي يوسف وزفر: كلها عشرة أيام، من أولها حيض ويومان استحاضة، وعند محمد والحسن: الثلاثة الأول حيض والباقي استحاضة، لأن الطهر أكثر من الدمين الذين رأتهما في العشرة، لأن الدمين في العشرة أربعة أيام، والطهر ستة أيام، وهذا معنى قولنا في الأصل بعد أن كان الدمان في العشرة، وصورة ابتداء الحيض بالطهر وختمه به عند أبي يوسف هو ما إذا كان عادتها عشرة من أول كل شهر، فرأت مدة قبل عشرتها يومًا وطهرت عشرتها كلها، ثم رأت بعدها يومًا دمًا، فأيامها العشرة حيض كلها، والدم الذي رأته في اليومين استحاضة. (الجوهرة النيرة)

وَإِنِ ابِتَدَأَتْ مَعَ البُلُوغِ مُستَحَاضَةٌ، فَحَيضُهَا عَشَرَةُ أَيّامٍ مِن كُلَّ شَهْرِ (۱) والبَاقِي استِحَاضَةٌ والْمُستَحَاضَةُ ومَن بِه سَلَسُ البَول والرُعَافُ الدَائِم، والجُرْحُ الدِي لا يَرْقَأ (٢) يَتَوَضَّوُونَ (٣) لوقت كُلِّ صَلاة (٤) ويُصَلّونَ بِذَلِكَ الوصُوعُ وفي الوقت مَا شَاؤُوا مِن الفَرَائِض والنَوَافِل (٥) فإذَا خَرَجَ الوَقْتُ أَلَّ مَلُو وُصُوءُهُم، وكَانَ عَلَيهم استِنَافُ الوصُوءِ لصَلاةً أُخرَى (٧) والنَوَافِل (٥) فإذَا خَرَجَ الوقْتُ الرَّا بَطَلَ وُصُوءُهُم، وكَانَ عَليهم استِنَافُ الوصُوءِ لصَلاةً أُخرَى (٧) والنَوَافِل (٥) فإذَا حَرَجَ الوقْت عَلِيهم اللهُ والذَامُ الذِي تَرَاه الْحَامِلُ (٩) وما تَرَاهُ المَرْأَةُ في والنَوَاسُ والذَامُ الذِي تَرَاه الْحَامِلُ (٩) وما تَرَاهُ المَرْأَةُ في

<sup>(</sup>۱) قوله: "فحيضها عشرة أيام من كل شهر . . . إلخ" يريد عشرة من أول ما رأت وتجعل نفاسها أربعين، لأنه ليس لها عادة ترد إليها، وهذا بإطلاقه قولهما، وقال أبو يوسف: يؤخذ لها في الصلاة والصوم والرجعة بالأقل، وفي الأزواج بالأكثر، ولا يطأها زوجها حتى تمضى العشر، وقال زفر: يؤخذ لها بالأقل في جميع الأحوال. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٢) قوله: "لا يرقأ [وكذا من به انفلات ريح واستطلاق بطن. (الجوهرة)]" -بالهمزة- من باب فَتَحَ يَفْتَحُ أي لا يسكن دمه. (فتح المعين)

<sup>(</sup>٣) قوله: "يتوضؤون" إنما قال: يتوضئون لأن الاستنجاء غير واجب عليهم، واختلفوا في غسل الثوب، قيل يغسل عند كل صلاة، وقيل لا، والمختار للفتوى أنه إن كان بحال لو غسل لا يتنجس قبل الفراغ من الصلاة، لم يجز ترك غسله وإلا جاز، والمراد بالوضو التطهر ليشمل التيمم، وإنما عبر به لأنه أشرف قسميه. (فتح المعين)

<sup>(</sup>٤) قوله: "لوقت كل صلاة" وعند الشافعي لكل صلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: «توضئي لكل صلاة»، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: «تتوضأ لوقت كل صلاة»، وهو المراد بالحديث الأول، لأن اللام يستعار للوقت، فكان الأخذ بما روينا أولى؛ لأنه محكم، وما رواه الشافعي محتمل، فحملناه على المحكم، وعند مالك تتوضأ لكل نفل أيضًا. (فتح المعين)

<sup>(</sup>٥) وكذا النذور والواجبات ما دام الوقت باقيًا، (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) قوله: "فإذا خرج الوقت. . . إلخ "هذا قولهما وقال أبو يوسف: يبطل بالدخول والخروج، وقال زفر بالدخول لا غير، وفائدته إذا توضأ المعذور بعد طلوع الفجر ثم طلعت الشمس، انتقض وضوءه عند الثلاثة، لأن الوقت قد خرج، وعند زفر: لا ينتقض لأنه لم يدخل وقت الزوال، وكذا إذا توضأ بعد طلوع الشمس جاز أن يصلى به الظهر، ولا ينتقض وضوءه بزوال الشمس عند أبى حنيفة ومحمد، لأن ذلك دخول وقت لا خروج وقت، وعند أبى يوسف وزفر ينتقض بزوال الشمس، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٧) قوله: "استئناف. . . إلخ" فإن قيل: ما الفائدة في ذكر الاستئناف، وبطلان الوضوء مستلزم له لامحالة؟ قلنا: يجوز أن يبطل الوضوء بحق الصلاة، ولا يبطل بحق صلاة أخرى، ولا يجب عليهم الاستئناف لتلك الأخرى، كما قال الشافعي: ببطلان طهارة المستحاضة للمكتوبة بعد أداء المكتوبة، وبقاء طهارتها للنوافل، وكما قال أصحابنا: في التيمم لصلاة الجنازة في المصر لبقاء تيممه في حق جنازة أخرى لو حضرت هناك على وجه لو اشتغل بالوضوء تفوته صلاة الجنازة، وتبطل إذا تمكن من الوضوء بأن كان الماء قريبًا منه، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٨) قوله: "والنفاس هو الدم الخارج. . . إلخ" واشتقاق النفاس من تنفس الرحم بالدم، أو خروج النفس

حَالَ وِلاَدَتِهَا قَبلَ خُرُوجِ الوَلَدِ استِحَاضَةٌ (!)، وأقَلُّ النِفَاسِ لا حَدَّ له (٢)، وأكثرُه (٣)أربَعُونَ يَومًا، وما زَادَ عَلَى ذَلكَ، فَهُو استحَاضَةٌ، .

# وإذا تَجَاوَزَ الدَمُ عَلَى الأربَعِينَ، وقَدْ كَانَتْ هَذِهِ السَمْرْأَةُ وَلَدَتْ قَبلَ ذَلِكَ، ولهَا عَادَةٌ في النِفَاسِ، رُدَّتْ إلى أيّامِ عَادَتِها (٤)، وإن لم تَكُنْ لهَا عَادَةٌ، فَنِفَاسُها أربَعُونَ يَومًا (٥).

وهو الولد، يقال فيه: نُفِسَت ونَفَسَت -بضم النون وفتحها- إذا ولدت، وأما في الحيض، فلا يقال: ألا نَفسَت -بفتح النون- لا غير كما في حديث عائشة رضى الله عنها قال لها رسول الله على -وهي تبكى أيام الحج بسبب الحيض-: أنفست. (الجوهرة النيرة وغيرها)

(٩) قوله: "والدم الذي تراه الحامل . . إلىخ" وإن بلغ نصاب الحيض، لأن الحامل لا تحيض؛ لأن فم الرحم ينسد بالولد والحيض والنفاس إنما يخرجان من الرحم بخلاف دم الاستحاضة، فإنه يخرج من الفرج لا من الرحم، ولأنا لو جعلنا دم الحامل حيضًا أدى إلى اجتماع دم الحيض والنفاس، فإنها إذا رأت دمًا قبل الولادة وجعل حيضًا، فولدت ورأت الدم صارت نفساء، فتكون حائضًا ونفساء في حالة واحدة، وهذا لا يجوز . (الجوهرة)

(۱) قوله: "وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد" يعنى قبل خروج أكثره استحاضة، حتى إنه تجب عليها الصلاة، ولو لم تُصلّ كانت عاصية، وصورة صلاتها أن تحفر لها حفيرة، فتقعد عليها، وتصلى حتى لا يضر بالولد. (ج)

(٢) قوله: "وأقل النفاس لا حدله" والفرق بينه وبين الحيض أن الحيض لا يعلم كونه من الرحم إلا بامتداد ثلاثًا، وفي النفاس تقدم الولد دليل على كونه من الرحم، فأغنى عن الامتداد، وقوله: لا حدله، يعنى في حق الصلاة والصيام، أما إذا احتيج إليه بعدة كقوله: إذا ولدت فأنت طالق، فقالت بعد مدة: مضت عدتى، فقدر الإمام بخمسة وعشرين يومًا مع ثلاث حيض، والثاني بأحد عشر، والثالث بساعة. (الجوهرة والدر)

(٣) قوله: "وأكثره أربعون يوما" لما روى عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى على وقت للنفساء أربعين يوما، وهكذا روى عن ابن عمر وأبى هريرة وعائشة وأم حبيبة رضى الله عنهم، وقال الشافعى: ستون يوما، والمعنى فيه أن الرحم يكون مسدوداً بالولد فيمنع خروج دم الحيض، ويجتمع الدم أربعة أشهر ثم بعد ذلك ينفخ الروح في الولد ويتغذى بدم الحيض إلى أن تلده أمه، وإذا ولدته خرج ذلك الدم المجتمع في الأربعة الأشهر، وغالب ما تحيض المرأة في كل شهر مرة، وأكثره عشرة أيام، فيكون ذلك أربع مرات أربعين، وعند الشافعى: لما كان أكثره خمسة عشر يوما فمدة النفاس تكون ستين يوما، وعند مالك: سبعون يوما، والحجة عليهما الحديث المذكور. (الجوهرة ومسكين)

(٤) قوله: "ردّت إلى أيام عادتها" سواء كان ختم معروفها بالدم أو بالطهر عند أبي يوسف كما إذا كانت عادتها ثلاثين، فرأت عشرين يوماً دماً، وطهرت عشراً، ثم رأت بعد ذلك دماً حتى جاوز الأربعين، فإنها ترد إلى معروفها ثلاثين عند أبي يوسف، وإن حصل ختمها بالطهر، وعند محمد نفاسها عشرون، لأنه لا يختمه بالطهر، ولو ولدت ولم تر دماً، فعند أبي حنيفة وزفر عليها الغسل احتياطاً، ويبطل صومها إن كانت صائمة لأن خروج الولد لا يخلو عن قليل دم في الغالب، والغالب كالمعلوم، وعند أبي يوسف: لا غسل عليها، ولا يبطل صومها، وأكثر المشايخ على قول أبي حنيفة وزفر، وبه كان يفتي الصدر الشهيد، وفي الفتاوي الصحيح وجوب الغسل عليها، وأما الوضوء فيجب إجماعاً، لأن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، وهذا خارج من أحد

ومَن وَلَدَتْ وَلَدَينِ فَى بَطْنِ وَاحِدٍ، فَنِفَاسُهَا مَا خَرَجَ مِنَ الدَمِ عَقِيبَ الوَلَدِ الأوّلِ (١) عِندَ أبى حَنِيفَةَ وأبى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، وقَال مُحَمّدٌ وزُفَرُ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: مِن الوَلَدِ الثانِي (٢).

## بابُ الأنجاس (٣)

## تَط هيرُ النَجَاسَة (١) واجبٌ من بَدن المُصلِّي (٥) وتَوبه (٦) والمكَان (٧) الذي يُصَلَّى

السبيلين. (الجوهرة)

- (٥) لأنه ليس لها عادة ترد إليها، فأخذ لها الأكثر؛ لأنه المتيقن، كذا في "الجوهرة".
- (۱) قوله: "عقيب الولد. . . إلخ" ولو كان بينهما أربعون يومًا، وحكى أن أبا يوسف، قال لأبي حنيفة: أرأيت لو كان بين الولدين أربعون يومًا، هل يكون بعد الثاني نفاس؟ قال: هذا لا يكون، قال: فإن كان قال: لا نفاس لها من الثاني، وإن رغم أنف أبي يوسف، ولكنها تغتسل وقت أن تضع الثاني وتصلى، لأن أكثر مدة النفاس أربعون يومًا، وقد مضت، فلا يجب عليها نفاس بعدها، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٢) لأنها حامل بعد وضع الأول، فلا تكون نفساء، كما لا تحيض، ولهذا لا تنقضى العدة إلا بالأخير إجماعًا، قلنا: العدة متعلقة بوضع حمل مضاف إليها، فيتعلق بالجميع. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "الأنجاس [أى هذا باب فى أحكام الأنجاس]... إلخ "الأنجاس جمع نجس -بفتحتين وهو كل ما استقذرته، ثم إن الشيخ لما فرغ من بيان تطهير النجاسة الحكمية، شرع فى بيان تطهير النجاسة الحقيقية، وإنما قدم الحكمية لأنها أقوى، لأن قليلها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق، ولا يسقط أبدًا بالأعذار، أما أصلا أو خلفًا، وهو أى النجس نوعان: مرئى وغير مرئى، فالمرئى هو ماله جرم، وغير المرئى مالا جرم له، سواء كان له لون أو لم يكن، ذكره فى "شرح الطحاوى"، وفى بعض الشروح: إن المرئى ما يرى أثره بعد الجفاف وغير المرئى ما بخلافه. (الجوهرة وغيرها)
- (٤) قوله: "تطهير النجاسة. . . إلخ" اعلم أن عين النجاسة لا تطهر ، لكن معناه تطهير محل النجاسة، كما في قوله: ﴿وَاسَالَ القَرِيةَ ﴾ أي أهل القرية، ويجوز أن يكون معنى تطهيرها إزالتها. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "واجب. . . إلخ" إنما قال: واجب، ولم يقل: فرض كما قال في تطهير النجاسة الحكمية: ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة، لأن هناك ثبت الطهارة بنص الكتاب حتى إنه يكفر جاحدها، وهذه الطهارة لا يكفر جاحدها، لأنها مما يسوغ فيها الاجتهاد، لأن مالكًا رحمه الله يقول: هي مستحبة. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "وثوبه... إلخ" لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهّرْ﴾ وقال عليه السلام: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، ولا يضرك أثره، وإذا وجب التطهير في الثوب وجب في البدن والمكان، لأن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل، كذا في "الهداية".
  - (٧) يعني موضع قدميه وسجوده وجلوسه. (الجوهرة)

عَلَيه، وتَجُوزُ تَطهِيرُ النَجَاسَةِ بِالْمَاء، وبِكُلِّ مَائِعِ طَاهِرٍ (')يُمكِنُ إِزَالتُهَا بِه (٢) كَالخَلِّ ومَاء الوَرْد، وإذا أَصَابَت الحُفُّ نَجَاسَةُ (٣) لَهَا جِرِمٌ (١)، فَجَفِّتْ فَدَلَكَه بِالأرضِ (٥)، جَازَتِ الصَلاةُ فِيهِ (٦)، والْمَنِي ّنَجَسُ (٧)، يَجِبُ غَسلُ رَطْبِه، فإذَا جَفَّ عَلَى الثَوبِ (٨) أَجزَأَهُ فِيهِ الفَرْكُ،

(۱) قوله: ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر [لأن النجس لا يزيل النجاسة] المائع السائل من ماع بمعنى سال، وتشترط طهارته، إذ تطهيره لغيره فرع طهارته في نفسه، فعلى هذا لو غسل المغلظة ببول ما يؤكل لحمه لا يزول وصف التغليظ وهو المختار. وقال محمد وزفر والشافعي: لا يجوز إلا بالماء المطلق، لأن النجاسة معنى تمنع جواز الصلاة، فلا تجوز إلا بالماء قياسا على النجاسة الحكمية، وهي الحدث. قلنا: النجاسة الحكمية ليس فيها عين تزال، فكان الاستعمال فيها عبادة محضة، والحقيقية لها عين فكان المقصود بها إزالة العين بآى شيء طاهر كان بدليل أنه لو قطع موضع النجاسة بالسكين جاز. وعن أبي يوسف: أنه فرق بين الثوب والبدن، فقال: لاتزول النجاسة من البدن إلا بالماء المطلق اعتباراً بالحدث بخلاف الثوب، فإنها تزول عنه بكل مائع طاهر. (الجوهرة)

(٢) قوله: "يمكن إزالتها. . . إلخ" أي ينعصر بالعصر، واحترز بذلك عن الادهان والعسل، وهل يجوز باللبن، قال في الخجندي: يجوز وفي "النهاية" لا يجوز، كذا في "الجوهرة النيرة".

(٣) قوله: "وإذا أصابت الخف نجاسة . . . إلخ" وإنما خص الخف لأن البيدن إذا أصابه شيى ، سن ذليك لم يجزه إلا الغسل ، وكذا الثوب أيضًا لا يجزئ فيه إلا الغسل ، لأن الثوب يتداخل فيه كثير من النجاسة ، فلا يخرجها إلا الغسل إلا في المنى خاصة فإنه يطهر بالفرك ، وأما الخف فإنه جلد لا تتداخل فيه النجاسة .

- (٤) أي لون وأثر بعد الجفاف كالروث والسرقين والعذرة والدم والمني. (الجوهرة)
  - (٥) وكذا كل ما هو في معنى الخف كالنعل وشبهه.

(٦) قوله: "جازت الصلاة فيه" إنما قال: هكذا، ولم يصرح بالطهارة لأن في ذلك خلافًا، منهم من فال : لا يطهر حقيقة، وإنما يزول عنه معظم النجاسة، ولهذا لو عاوده الماء يعود نجسًا على الصحيح، وكذا إذا وقع في ماء نجسة إلى هذا القول ذهب الشيخ وصاحب "الوجيز"، ومنهم من قال: لطهارته مطلقًا، وهو اختيار الإسبيجابي، كذا في "الجوهرة"، وفي الحديث: "فإن كان بهما أذى فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور»، رواه أبو داود في الصلاة بمعناه.

(٧) قوله: "والمنى نجس" لقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: "فاغسليه إن كان رطبًا وافركيه إن كان يابسًا"، وقال الشافعي: طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضى الله عنهما: "المنى كالمخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة"، ولأنه أصل خلقة الآدمى، فكان طاهرًا كالتراب. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لعمار -وقد رآه يغسل ثوبه من نخامة -: "إنما يغسل الثوب من خمس من البول والغائط والدم والمنى والقيء"، فقرن المنى بالأشياء التي هي نجسة بالإجماع، فكان حكمه كحكم ما قرن به، وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما فهو حجة لنا، لأنه أمره بالإماطة، والأمر للوجوب، كذا في "النهاية"، ولأنه خارج يتعلق بخروجه نقض الطهارة كالبول، وتشبيهه بالمخاط إنما في المنظر والبشاعة، لا في الحكم، ويجوز أن يكون البشر من النجس ثم يطهر بالاستحالة، فإن الشيء قد يكون نجسًا ويتولد منه الطاهر كاللبن، فإنه متولد من الدم، فاعتبرناه بالعلقة والمضغة في أنه يخلق منهما البشر وإن كانا نجسين، ثم نجاسة المنى عندنا مغلظة. (الجوهرة وفتح المعين وغيره)

والنَجَاسَةُ إذا أَصَابَتِ المرْاَةَ أو السَيفَ اكْتَفى بِمَسْحِهِمَا ('') وإن أَصَابَتِ الأرضَ نَجَاسَةٌ، فَجَفّتْ بِالشَّمْسِ، وذَهَبَ أَثْرُهَا، جَازَتِ الصلاةُ عَلى مَكَانِهَا ('') ولا يَجُوزُ التَيمَّمُ مِنهَا ("') ومَن أَصَابَتْه منَ النَجَاسَة المُغَلَّظَةِ ('') كالدَم والبَولِ والغَائِطِ ('') والخَمرِ ('') مِقدَ ارُ الدرهَم ('') ومَا

(٨) قوله: "فإذا جف على الثوب. . . إلخ "قيد بالثوب لأنه إذا جف على البدن، ففيه اختلاف المشايخ، قال بعضهم: لا يطهر إلا بالغسل، لأن البدن لا يمكن فركه، وفي "الهداية" قال مشايخنا: يطهر بالفرك كما في الثوب، وهذا هو الصحيح، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله، وإنما يطهر بالفرك إذا كان وقت خروجه رأس الذكر طاهراً بأن بال واستنجى بالماء، وإلا فلا يطهر إلا بالغسل، وهذا كله في منى الرجل، أما منى المرأة فلا يطهر بالفرك، لأنه رقيق ولو نفذ المنى إلى البطانة يكتفى بالفرك، هو الصحيح، وعن محمد: لا يطهر إلا بالغسل، لأنه إنما يصيبه البلل والبلل لا يطهر بالفرك. (الجوهرة وغيرها)

(۱) قوله: "والنجاسة إذا أصابت المرآة والسيف اكتفى بمسحهما" لعدم تداخل النجاسة فيهما، وما على ظاهرهما يزول بالمسح، والمسح يجفف ولا يطهر، ولهذا اكتفى بمسحهما ولم يقل: طهرا بالمسح، وقال محمد: المسح مطهر، وفي "المحيط": السيف والسكين إذا أصابهما بول أو دم لا يطهران إلا بالغسل، وإن أصابهما عذرة إن كان رطبا فكذلك، وإن كان يابسًا طهرا بالحت عندهما. وقال محمد: لا يطهران إلا بالغسل، وسئل أبو القاسم الصفار عمن ذبح شاة ثم مسح السكين على صوفها أو ما يذهب به أثر الدم، قال: يطهر، كذا في "النهاية"، وإنما قال: اكتفى بمسحهما ولم يصرح بالطهارة لأن في ذلك خلافًا بين المشايخ إذا عاودهما الماء، فاختار الشيخ أن النجاسة تعود، واختار الإسبيجابي أنها لا تعود. (الجوهرة)

(۲) قوله: "وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها [الأثر: اللون والرائحة والطعم. (الجوهرة)] جازت الصلاة. . . إلخ "وقال زفر والشافعي: لا تجوز، لأنه لم توجد المزيل، ولهذا لم يجز التيمم منها، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «ذكاة الأرض يبسها»، وقيد بالأرض احترازًا عن الثوب والحصير وغير ذلك، فإنه لا يطهر بالجفاف بالشمس، ويشارك الأرض في حكمها كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان والأشجار والكلأ والقصب ما دام قائمًا عليها، يطهر بالجفاف، فإذا قطع الخشب والقصب، وأصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل، وأما الحجر فذكر الخجندى: أنه لا يطهر بالجفاف، وقال الصريفي: إذا كان أملس فلا بد من الغسل، وإن كان يشرب النجاسة، فهو كالأرض والحصا بمنزلة الأرض. والتقييد بالشمس ليس بشرط، بل لو جفت بالظل، فحكمه كذلك، وإذا ثبت أنها تطهر بالجفاف وعاودها الماء فعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: تعود بحسة، وهو اختيار الإسبيجابي، وعلى نجسة، وهو اختيار الإسبيجابي، وعلى هذا الخلاف: إذا وقع من ترابها شيء في الماء، فعنذ الأولين: ينجس، وعند الثاني: لا ينجس. (الجوهرة)

(٣) قوله: "ولا يجوز التيمم منها" لأن طهارة الصعيد ثبت شرطها بنص القرآن، فلا يتأدى بما ثبت بالحديث، وهو قوله عليه السلام: «زكاة الأرض يبسها»، ولأن الصلاة تجوز مع يسير النجاسة، ولا يجوز الوضوء بما فيه يسير النجاسة، والتيمم قائم مقام الوضوء، ولأن الطهور صفة زائدة على الطهارة، فإن الخل طاهر وليس بطهور، فكذا هذه الأرض طاهرة غير طهور. (الجوهرة) وإلى ههنا تبين أن التطهير يكون بالدبغ والنزح والنزح والنخسل والدلك والفرك ومسح الصيقل والجفاف، ويكون بإحراق النار وانقلاب العين كخنزير صار ملحا وكشحمه صار صابونًا عند محمد، خلاقًا لأبي يوسف، والمختار للفتوى الطهارة. (فتح المعين)

(٤) قوله: "ومن أصابته من النجاسة المغلظة. . . إلخ" المغلظة ما ورد بنجاستها نص، ولم يرد بطهارتها

#### . دُونَه جَازَت الصَلاةُ مَعَه (۱)، وإن زَادَلم يَجُزْ، وإنْ أَصَابَتْه نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ كَبَول مَا يُؤكَلُ

نص عند أبى حنيفة ، سواء اختلف فيها الفقهاء أم لا ، وعندهما ما ساغ الاجتهاد فى طهارته فهو مخفف ، وفائدته في الأرواث فإن قوله عليه السلام في الروث: "إنه رجس" ، لم يعارضه نص آخر ، فيكون عنده مغلظًا ، وقالا هو مخفف ، لأنه طاهر عند مالك وابن أبى ليلى ، وما اختلف فيه خفف حكمه .

عدل المصنف عن تعريف النجاسة المغلظة والمخففة مكتفيًا بمجرد التمثيل للاختلاف فيه بين الإمام وصاحبيه، ولعدم سلامة كل من التعريفين من النقض، فبمقتضى تعريف الإمام ينبغى أن يكون سور الحمار نجسًا نجاسة مخففة لتعارض النصين في الحمار، وهما قوله ﷺ: «كل من سمين مالك». وقال: «اكفؤوا القدور» مع أنه طاهر عنده أيضًا، ويرد على تعريفهما نجاسة المنى حيث كانت مغلظة حتى عندهما، وكان القياس يقتضى التخفيف عندهما لثبوت الاختلاف فيما بين العلماء، فإن الشافعي يقول بطهارته. (الجوهرة والمستخلص وفتح المعين)

(٥) قوله: "كالدم والبول والغائط" والمراد من الدم الدم المسفوح، أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة فهو طاهر، وعن أبي يوسف إنه معفو عنه في الأكل، ولو احمرت منه القدر، وليس معفو عنه في الثياب والأبدان، لأنه لا يمكن الاحتراز منه في الأكل، ويمكن في غيره، وكذلك دم الكبد والطحال طاهر، حتى لو طلى بالخف لا يمنع الصلاة وإن كثر، وكذا دم البراغيث والكتّان والقمل والبق طاهر وإن كثر، لأنه غير مسفوح، ودم السمك طاهر عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه أبيح أكله بدمه، ولو كان نجسًا لما أبيح أكله إلا بعد سفحه. وأما دم الحلم والأوزاغ فهو نجس إجماعًا، ودم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره، وأما حكم البول والغائط قال أبو الحسن: كل ما خرج من بدن الإنسان مما يوجب خروجه الوضوء والاغتسال فهو نجس، فعلى هذا الغائط والبول والمني والودي والمذي والدم والقيح والصديد نجس، وكذا القيء إذا كان ملأ الفم نجس، وأما رطوبة الفرج فهي طاهرة عند أبي حنيفة كسائر رطوبات البدن، وعندهما نجسة لأنها متولدة في محل النجاسة.

ومن المغلظة أيضًا خرء الكلب وبوله، وخرء جميع السباع وأبوالها، وخرء السنور وبوله، وخرء الفأرة وبولها، وخرء الدجاج والبط، واختلفوا في خرء سباع الطير كالغراب والحدأة والبازي، وأشباه ذلك.

قال أبو حنيفة: لا يمنع الصلاة ما لم يكن كثيراً فاحشاً، وقال محمد: هو مغلظ إذا كان أكثر من قدر الدرهم منع الصلاة، وقول أبى يوسف: مضطرب، ففي "الهداية": هو مع أبى حنيفة، وقال الهندواني: هو مع محمد، وأما خرء ما يؤكل لحمه من الطيور فطاهر عندنا كالحمام والعصافير، لأن المسلمين لا يجتنبون ذلك في مساجدهم، وفي المسجد الحرام من لدن رسول الله علي يومنا هذا، ولو كان نجسًا لجنبوه المساجد كسائر النجاسات، كذا في الكرخي. (الجوهرة)

(٦) قوله: "والخمر" إنما خص الخمر بالذكر من المسكرات دونها لاتفاق الروايات على تغليظه، وأما باقى المسكرات المائعة فاختلف في كونها مغلظة أو مخففة، وأما المسكرات الغير المائعة كالأفيون والزعفران فطاهرة، كما حققه في "رد المحتار". (فتح المعين وغيره)

(٧) قوله: "مقدار الدرهم" يعنى المثقال الذي وزنه عشرون قيراطًا، ثم قيل المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحة، وقيل: وزنه، والتوفيق بينهما أن البسط في الرقيق والوزن في الثخين. (الجوهرة)

(۱) قوله: "جازت الصلاة معه [لأن القليل لا يمكن التحرز عنه، فيجعل عفواً (الهداية)]" عفى قدر الدرهم؛ لما روى عن عمر أنه سئل عن قليل النجاسة فى الثوب، فقال: إن كان مثل ظفرى هذا لا يمنع الصلاة، وظفره كعرض كف أحدنا، ولأنه أخذ هذا المقدار من موضع الاستنجاء، وهو معفو"، وإن زاد لا يعفى، كذا فى "الفتح" و" المستخلص". وقال فى "الجوهرة": هل يكره إن كانت قدر الدرهم يكره إجماعًا، وإن كانت أقل، وقد دخل فى الصلاة إن كان فى الوقت سعة، فالأفضل أن يقطعها ويغسل ثوبة، ويستقبل الصلاة، وإن كان تفوته

كَحمُه (۱) ، جَازَتِ الصَلاةُ مَعَه مَا لَم تَبلُغُ رُبُعَ التُوبِ (۲) ، وتَطهِيرُ النَجَاسَةِ التِي يَجِبُ غَسْلُهَا عَلَى وَجْهَينِ ، فَمَا كَانَ لَه عَينٌ مَرئِيةٌ ، فَطَهَارَتُها زَوَالُ عَينِهَا (۲) ، إلا أن يَبقَى مِن أثرِهَا مَا يَشُقُّ إِذَالتُهَا (۱) ، ومَا لَيسَ لَه عَينٌ مَرئِيةٌ ، فَطَهَارَتُهَا أن يُغسَلَ ، حَتّى يَغلِبَ عَلَى ظَنّ الغَاسِلِ أنّه قَد طَهُرُ (۵) ، والاستِنجَاءُ سُنّةٌ (۲) ، يُجزئ فِيهِ الحَجَرُ والمَدَرُ (۷) ، ومَا قَامَ مَقَامَهُ ما (۸) يَمسَحُه حَتّى

الجماعة إن كان يجد الماء، ويجد جماعة أخرى في موضع آخر، فكذلك أيضًا، وإن كان في آخر الوقت، أولاً يجد جماعة في موضع آخر على صلاته ولا يقطعها -انتهى عبارة "الجوهرة"-. وإن كان النجاسة أقل من قدر الدرهم، فغسله سنة، وإن كانت مثل الدرهم، فغسله واجب وإن زاد فغسله فرض، فإن ترك الغسل في السنة والواجب يجوز صلاته بالنقصان، ويكون مسيئًا، فإن ترك في الفريضة بطلت صلاته. (الفاتح)

(۱) قوله: "وإن أصابته نجاسة مخفّفة كبول ما يؤكل . . . إلخ المخففة ما ورد بنجاستها نص ، وبطهارتها نص ، كبول ما يؤكل لحمه ورد بنجاسته قوله عليه السلام : "استنزهوا الأبوال " وهو عام فيما يؤكل وفيما لا يؤكل ، والاستنزاه هو التباعد عن الشيء ، وورد أيضاً في طهارتها نص ، وهو أنه عليه السلام رخص للعربيين في شرب أبوال الإبل وألبانها . وقال محمد : بول ما يؤكل لحمه طاهر لحديث العربيين ، ولو كان نجساً لما أمرهم بشربه ، لأن النجس حرام ، قال عليه السلام : "لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم" ، ولهما أن النبي على عرف شفاءهم فيه وحيا ، ولم يجد مثله اليوم ، والمحرم يباح تناوله إذا علم حصول الشفاء يقينًا ، ألا ترى أن أكل الميتة عند الاضطرار مباح بقدر سد الرمق لعلمه يقينًا بحصول ذلك . (الجوهرة)

(٢) قوله: "جازت الصلاة معه ما لم تبلغ ربع الثوب" هذا إنما يستقيم على قولهما، أما عند محمد: لا يستقيم، لأنه طاهر عنده لا يمنع جواز الصلاة، وإن كان الثوب مملوءً منه واحتلف في ربع الثوب على قولهما، فقيل: ربع جميع الثوب، أي توب أصابه، وكذا البدن المعتبر فيه ربع جميعه، وقال بعضهم: ربع أدنى توب تجوز فيه الصلاة، وقيل: ربع الموضع الذي أصابه كالكم، وإلإخريص والذيل والفخذ أو الظهر إن كان في البدن، وهو الأصح. (الجوهرة وملا مسكين رحمه الله)

(٣) قوله: "فما كان له عين مرثية فطهارتها" فيه إشارة إلى أنه لايشترط الغسل بعد زوال العين، ولو زالت بمرة وإشارة إلى أنها إذا لم تزل بثلاث مرات لا تطهر، بل لا بد من الزوال، وفي ذلك خلاف، فعن أبي حفص أنها إذا زالت بمرة تغسل بعد الزوال مرتين إلحاقا لها بغير المرثية، وقال بعضهم هو كما أشار الشيخ، وقال بعضهم بعد ما زالت العين تغسل ثلاثاً، قال الصريفي، والظاهر أنه إذا زالت العين والرائحة بأقل من ثلاث طهرت، وإن زالت العين وبقيت الرائحة يغسل حتى تزول الرائحة، ولا يزيد على الثلاث، ولا يضر الأثر الذي يشق إزالته. فإن قيل: لم قال: فطهارتها زوال عينها، ولم يقل فطهارتها أن تغسل حتى تزول عينها، قيل في قوله زوال عينها فوائل لا تدخل تحت قوله: "فطهارتها أن تغسل"، وذلك في طهارة الخف، فإنه يطهر بالدلك، ولم يحتج إلى الغسل، وكذلك إذا أحرقتها النار، وصارت رمادًا، وكذا الأرض إذا بعض بالشمس، ففي هذا كله لا يحتاج إلى الغسل، بل يكفى فيه زوال العين. (الجوهرة)

- (٤) قوله: "ما يشق إزالتها" تفسير المشقة أن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون والأشنان والماء المغلى بالنار، فلا يجب عليه ذلك، لأن في إزالته حرجًا، والحرج موضوع شرعًا وعقلا. (الجوهرة وغيرها)
- (٥) قوله: "حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر" لأن التكرار لا بد منه للاستخراج، ولا يقطع

يَنقِيَه (۱) ولَيسَ (۲) فيه عَدَدُ مُسنُونٌ، وغَسلُه (۲) بالماء أفضَلُ، وإن تَجَاوَزَتِ النَجَاسَةُ مَخرَجَها لَم يَجُزُ فِيه إلا المَاءُ أو المَائِعُ (٤) ، ولا يَستَنجِي (٥) بِعَظْم، ولا رَوْث، ولا بِطَعَامٍ (٢)

بزواله، فاعتبر غلبة الظن، فإن غسلها مرة، وغلب على ظنه أنها قد زالت أجزأه؛ لأنها إذا لم تكن مرئية، فالمعتبر غلبة الظن. (الجوهرة)

- (٦) قوله: "والاستنجاء سنة" والاستنجاء: هو طلب الفراغ عن النجو، وعن أثره بماء أو تراب، وما قام مقامه، والنجو ما يخرج من البطن من البطن، فلا يستنجى من الريح، لأنه ليس بنجس، وإن خرج من البطن، ولا يسمى تطهير ما يخرج من غير السبيلين استنجاء، وإنما لم يذكره مع سنن الطهارة، لأنه إزالة نجاسة حقيقية، وسائر السنن مشروعة لإزالة نجاسة حكمية. (الجوهرة وفتح المعين)
- (٧) قوله: "يجزئ فيه الحجر... إلخ" هذا إذا كان الخارج معتادًا، أما إذا كان الخارج قيحًا أو دمًا لم يجز فيه إلا الساء، وإن كان مذيًا يجزئ فيه الحجر أيضًا، وقيل إنما يجزئ فيه الحجر إذا كان الغائط لم يجف ولم يقم من موضعه، أما إذا قام أو جف الغائط، فلا يجزئه إلا الماء، لأن بقيامه قبل أن يستنجى بالحجر يزول الغائط عن موضعه، ويتجاوز مخرجه وبجفافه لا يزيله الحجر. (الجوهرة)
  - (٨) يعني من التراب وغيره من الأعيان الطاهرة المزيلة، فخرج الزجاج والثلج والآجر والفحم.
- (۱) قوله: "يسحه حتى . . . إلخ "صورته: أن يجلس منحرفًا عن القبلة وعن الشمس والقمر ومعه ثلاثة أحجار، فيبدأ بالحجر الأول من مقدم الصفحة اليمنى، ويدبره حتى يرجع إلى الموضع الذى بدأ منه، ثم بالثانى من مقدم اليسرى ويدبره كذلك، ثم يمر الثالث على الصفحتين، وقال بعضهم: يقبل بالأول، ويدبر بالثانى، ويدبر الثالث، وقال أبو حفص والفقيه أبو جعفر: إن كان بالشتاء أقبل بالأول، وأدبر بالثانى وأدار الثالث، وإن كان في الصيف أدبر بالأول، وأقبل بالثانى، وأدار الثالث، لأن خصيتيه في الصيف مندليان، وفي الشتاء مرتفعان، وقال السرخسى: لا كيفية له، والقصد الإنقاء، والمرأة تفعل كما يفعل الرجل في الشتاء في كل الأوقات. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "وليس فيه عدد مسنون" وقال الشافعي: لا بد من ثلاثة أحجار، أو حجر له ثلاثة أحرف؛ لقوله عليه السلام: «إذا أتى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث خشبات».
- ولنا قوله عليه السلام: «من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»، والتنصيص على ذكر الثلاث في الحديث الآخر محمول على أن الأمر فيه للاستحباب جمعًا وتوفيقًا بين الأحاديث والعدد عند الشافعي فرض، حتى لو تركه لا تجوز صلاته. (الفتح وغيره)
- (٣) قوله: "وغسله بالماء أفضل" يعنى بعد الحجارة لقوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحبِّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا﴾ نزل في قوم كانوا يستنجون بالأحجار، ثم بالماء، وهم أهل قباء، واختلف فيه، فقيل: مستحب، وقيل: سنة في زماننا، وقيل: سنة على الإطلاق، وهو الصحيح وعليه الفتوى. وقال بعض المشايخ: إنما كان اتباع الماء مستحبّا في الزمان الأول، أما في زماننا فهو سنة، قيل له: كيف يكون سنة والخيار من الصحابة تركوه، فقال: إنهم كانوا يعبرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطًا، وكان في زماننا سنة كالاستنجاء بالحجر في زمانهم، كذا في "النهاية"، ويثلطون -بكسر اللام- ثلطا -بسكون اللام- وهو إخراج الغائط رقيقًا، وهل يشترط ذهاب الرائحة، قيل: نعم، وقال بعضهم: لا، بل يستعمل حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر. (الجوهرة وغيرها)
- (٤) قوله: "أو المائع. . . إلخ" هذا إنما يستقيم على قولهما: أما عند محمد فلا يجزئه إلا الماء، ثم إن كان

ولابيمينه

### كتابُ الصَلاة (١)

## أُوَّلُ وَقْت الْفَجْر (٢) إذا طَلَعَ الفَجْرُ الثَاني (٣)، وهُوَ البَيَاضُ المُعتَرِض (٤) في الأفُق (٥)،

المتجاوز أكثر من قدر الدرهم، وجب إزالته بالماء إجماعًا، وإن كان أقل، فعندهما: لا يجب بالماء، ويجزئه الحجر، وعند محمد: لا يجزئه الحجر، وإن كانت أقل، ولكن إذا ضم مع موضع الاستنجاء يصير أكثر من قدر المدرهم، لا يضم عندهما، وقال محمد: يضم، كذا في "الجوهرة".

(٥) قوله: "ولا يستنجى بعظم . . . إلخ "لقوله عليه السلام: «من استنجى بعظم أو روث فقد برئت منه ذمة محمد الله العظم زاد الجن ، والروث علف دوابهم ، ويروى أنه على قال: أتانى وفد جن نصيبين وهم نعم الجن ، فسألونى الزاد ، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليه طعامًا ، وقال: إنهم لا يجدون عظمًا إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل ، ولا روثة إلا فيها حبها يوم أكلت . وروى أنهم سألوه المتاع فمتعهم بكل عظم وروثة وبعرة ، فقالوا: يقذرها علينا الناس ، فنهى عليه السلام عن الاستنجاء بذلك . وروى البخارى في بدء الخلق من حديث أبي هريرة قال له النبي على «ائتنى بأحجار استنقض بها ولا تأتني بعظم ولا روثة »، في بدء الخلق والروثة؟ قال: إنهما من طعام الجن ، وأما بالطعام فهو إسراف وإهانة ، كذا في "الجوهرة" .

(٦) قوله: "ولا بطعام ولا بيمينه" أما بالطعام فهو إسراف وإهانة، وأما باليمين فبقوله على: "ولا يستنجى بيمينه اليمني». (الفاتح والجوهرة النيرة)

(1) قوله: "كتاب الصلاة "لما فرغ من بيان الطهارة التي كانت شرطًا للصلاة شرع في بيان المشروط، والصلاة في اللغة اسم للدعاء والثناء والقراءة والرحمة وتحريك الصلوين والاحتراق في النار، قال الله تعالى: ﴿وَصَلّ عَلَيهِم ﴾ أي أدع لهم، وقال جل جلاله: ﴿إنّ الله وَمَلائكَتَه يُصَلّونَ عَلَى النّبِي ﴾ قيل هي الثناء، وقال عز وجل: ﴿وَلا تَجهَر بِصَلاتِك ﴾ أي بقراءتك، وقال عم نواله: ﴿أولئك عَلَيهِم صَلُوات من ربهم ﴾ أي رحمة، وقال عز من قائل: ﴿سَيصلي نَارا ﴾ ويقال: صلى الرجل، أي حرك اليتيه. وفي الشرع: الأركان المخصوصة المعهودة سميت بها لأن المصلي يحرك إليتيه فيها، ولما في قيامها من القراءة وفي قعودها من الثناء والدعاء ولفاعلها من الرحمة، ولأن الموصوف بها يحرق نفسه في نار المحبة لله تعالى ولرسوله عقوده أي وقيل في وجه التسمية أقوال أخر: فرضت الصلاة ليلة المعراج، وهي ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرًا، وفرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ودلائلها أظهر من أن تذكر.

ثم اعلم أن الوقت سبب لها، والأسباب مقدمة على المسببات طبعًا، فتقدمت وضعًا، فلذا قدم بيان الوقت، وإنما قدم الفجر وإن كان الأولى تقديم الظهر لأنها أول صلاة أم فيها جبرئيل عليه السلام، لأن وقت الفجر وقت ما اختلف في أوله وآخره، ولأنه أول صلاة تجب بعد النوم الذي هو أخ الموت، فكان ابتداءها بأول وقت يخاطب به المرء أولى، فقال: أول وقت الفجر . . . إلخ . (العيني والطائي والفاتح وغيره من المستخلص والفتح)

(٢) قوله: "أول وقت الفجر" سمى الفجر فجرًا لأنه يفجر الظلام، وأول وقت الفجر من باب حذف المضاف، أى أول وقت صلاة الفجر، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وفي قوله: ما لم تطلع الشمس إطلاق اسم الكل على الجزء، لأن المراد قبل طلوع الشمس من أوله إلى آخره. (الفاتح وغيره)

(٣) قوله: "إذا طلع الفجر الثاني . . . إلخ للحديث إمامة جبرئيل عليه السلام أنه أم رسول الله على في صلاة الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر ، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدًا ، وكادت الشمس تطلع ، ثم قال

وآخرُوَقْتِها ما لَم تطلُع الشَّمْسُ (١)، وأوَّلُ وَقْتِ الظُهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ (٢)، وآخرُ وَقْتِها عند أبى حنيفة رحمه اللهُ تعالى إذا صَارَ ظلُ كُلِّ شَيْء مثلَيه (٢) سوَى فَيْء الزَوَال (١)، وقَالَ أَبُو

فى آخر الحديث: ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك، ولا معتبر بالفجر الكاذب، وهو البياض الذي يبدو طولا، ثم يعقبه الظلام، لقوله ﷺ: «لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل»، وإنما الفجر المستطير في الأفق، وهو المنتشر فيها، كذا في "الهداية".

- (٤) أي المنتشر فيها، احترز عن المستطيل، وهو الفجر الأول يبدو طولا، ويسمى الفجر الكاذب.
  - (٥) هو أحد الآفاق وهي أطراف.
    - (١) أي قبل طلوعها.
- (٢) قوله: "إذا زالت [لإمامة جبرئيل في اليوم الأول حين زالت الشمس] إلخ" أي زالت من الاستواء إلى
   الانحطاط، وسمى ظهرًا؛ لأنه أول وقت ظهر في الإسلام، ولا خلاف في أول وقته، كذا في "الجوهرة".
- (٣) قوله: "إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال" وهو الذي رجحه صاحب "البحر الرائق" في رسالة مستقلة، وقال في الغياثية: هو المختار، وقال في "البدائع" و "المحيط": هو الصحيح، وهو الذي اختار أكثر أرباب المتون، واستدل له الإمام محمد في "الموطأ" بقول أبي هريرة رضى الله عنه: "صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك" -انتهى ولقوله عليه السلام: "أبر دوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت". وقالا: إذا صار ظل كل شيء مثله، وهو رواية عنه، وهو قول زفر والشافعي، لهم حديث إمامة جبرئيل في اليوم الثاني للعصر حين صار ظل كل شيء مثله، فإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك، وأما الذي قال الإمام الشافعي في معنى الإبراد: ليس بصحيح، يدل عليه حديث أبي ذر رضى الله عنه. قال الشافعي: إن الإبراد بصلاة الظهر رخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس، وعلى خلافه يدل حديث أبي ذر. قال أبو ذر رضى الله عنه: كنا مع النبي في في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي في إلى بالله أبرد"، فلو كان الأمر كما قال الشافعي: لم يكن للإبراد معني في ذلك الوقت، لأنهم كانوا النبي مجتمعين في السفر، وقال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول، فقال رسول الله في: "إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا المتدا لحر فأبر دوا بالصلاة"، رواه البحازي، والحال أن فيء التلول يظهر عند مثلي الظل، وهذا يعلم من مشاهدة التلول (ملخص الحواشي).

وقال القاضي ثناء الله في كتابه "مالا بد منه" في تفصيل فيء الزوال شعرًا في الفارسية:

یک نیم ساون است پس وپیش اویگان افسزائی تا چهار پس آنگه دوگان

معنی شعر این است که سایه اصلی چیزی در ماه ساون یک نیم قدم باشد از هفت قدم هر شی و پس و پیش ماه مذکور از ماههای گذشته و آینده یک یک قدم زائد کن تا چهار نیم قدم برسد یعنی تا بسه ماه قبل و سه ماه بعد ساون وازین قول هفت ماه معلوم شد بعده بهر دو جانب تا تمام بودن ماهای دوازده گانه دو دو قدم زائد کن.

(٤) قوله: "سوى فيء الزوال، إن كان له فيء في وقته" وإن لم يكن له فيء فيه، كما في الحرمين في طوال الأيام، فالتقدير ببلوغ ظله مثله، والفيء هو الظل من فاء يفيء إذا رجع، سمى به لرجوعه من جانب إلى جانب، وحكى أبو عبيدة عن روبة كل ما كان عليه الشمس، فزالت فهو فيء، وما لم يكن عليه الشمس فهو ظل.

وفيء الزول هو الظل الحاصل للأشياء عند استواء الشمس إلى خط نصف النهار، وهو يختلف طولا وقصراً باختلاف الأماك والأذمان، وغاية طوله عندتجول الشمس الد الحديرة قصده عند التحدل الدالسرطان، يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ: إِذَا صَارَظِلُ كُلَّ شَى ْءِمِثْلَه، وأُوّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى القَولَينِ (١)، وآخِرُ وَقْتِهَا ما لَم تَغرُبِ الشَّمَسُ (٢)، وأوّلُ وَقْتِ السَمَغرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمس (٣)، وآخرُ وَقْتِهَا مَا لَم يَعْبِ الشَّفَقُ (١)، وهُوَ البَيَاضُ الذِي يُرَى في الأَفْقِ بَعدَ

وتحقيق ذلك مفوض إلى دقائق علم النجوم ولمعرفة الفيء طرق أيسرها أن تغرز خشبة في مكان مستوع غاية الاستواء فإنها ظل قطعًا فما دام الظل ينقص فهو ما قبل الزوال، وإذا أخذ في التزايد فهو بعد الزوال، وإذا لم يزد ولم ينقص فهو وقت الزوال، والظل الحاصل حيني هو الفيء والظل الأصل، ومن الطرق القريبة إلى التحقيق أن تسوى الأرض بحيث لا يكون بعض جوانبها مرتفعًا وبعضها منخفضًا، وترسم عليها دائرة وتسمى الدائرة الهندية، وتنصب في مركزها مقياس قائم بأن يكون بعد رأسه عن ثلث نقط من محيط الدائرة متساويًا، ولتكن قامته بمقدار ربع قطر الدائرة، فرأس ظله في أوائل النهار خارج الدائرة، لكن الظل ينقص إلى أن يدخل في الدائرة، فتضع علامة على مدخل الظل من محيط الدائرة، ولا شك أن الظل ينقص إلى حد ما ثم يزيد إلى أن ينتهى إلى محيط الدائرة ثم يخرج منها، وذلك بعد نصف النهار، فتضع علامة على مخرج الظل فتنصف القوس التي ما بين مدخل الظل ومخرجه وترسم خطا مستقيمًا من منتصف القوس إلى مركز الدائرة مخرجًا إلى الطرف الآخر من "المحيط"، فهذا الخط هو خط نصف النهار، فإذا كان ظل المقياس على هذا الخط فهو نصف النهار، والظل الذي في هذا الوقت هو فيء الزوال، فإذا زال الظل من هذا الخط فهو وقت الزول، وذلك أول وقت الظهر والطل الذي في هذا المقياس مثلى المقياس، سوى فيء الزوال مثلا إذا كان فيء الزوال مقدار ربع المقياس، فآخر وقت الظهر يصير ظله مثلى المقياس وربعه، والاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلى العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديًا لهما في وقتهما بالإجماع، قاله شيخ الإسلام. (الجوهرة وغيرها)

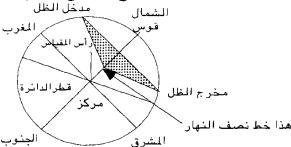

(١) يعني عند أبي حنيفة بعد المثلين، وعندهما بعد المثل.

(٢) قوله: "وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس" لقوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر»، رواه البخارى ومسلم، وما رواه المسلم من أن وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس منسوخ، أو محمول على الاختيار، كذا في "العيني".

(٣) وهذا لا خلاف فيه.

(٤) قوله: "وآخر وقتها ما لم تغب الشفق" وقال الشافعي: وقتها مقدر بقدر الوضوء والأذان والإقامة
 وخمس ركعات، وقيل مقدر بثلاث ركعات عنده، لأن جبريل عليه السلام أم في يومين في وقت واحد.

الحُمْرة (١) عند أبي حَنيفة رَحمهُ اللهُ.

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ: هُوَ الْحُمْرةُ (٢)، وأوّلُ وَقْتِ العِشَاء إِذَا غَابَ الشَفَقُ (٣)، وأخِرُ وأخِرُ الثَانِي (١)، وأوّلُ وَقْتِ الوِتْرِ بعدَ العِشاء (٥)، وآخِرُ الشَّافَقُ (٣)، وأخِرُ الثَّانِي (١)، وأخْرَ الثَّانِي (١)، وأوْلُ أَوْلُ الللْمُ اللهُ ا

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «أول وقت المغرب إذا غربت الشمس»، وآخر وقتها حين تغيب الشفق» لقوله عليه الصلاة والسلام: «وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق»، رواه مسلم وغيره، وما رواه كان للتحرز عن الكراهة، أو تقول: القول مقدم على الفعل. (ملا مسكين والعيني وغيرههما)

(۱) قوله: "وهو البياض. . . إلخ" قال ابن النجيم: إن الصحيح المفتى به قول صاحب المذهب دون صاحبيه، لأن الشفق عبارة عن الرقة، ومنه الشفقة وهى رقة القلب، والبياض أرق من الحمرة، وهو مذهب أبى بكر الصديق وعائشة ومعاذ وابن الزبير وأبى هريرة رضى الله عنهم، وهو اختيار المبرد والفراء والمازني، وبه قال رفر وحكى عن محمد أنه البياض في البنيان، والحمرة في الصحراء، ولما روى عن أنس: "أنه قال للنبي على أصلى العشاء، فقال على البياض أهل اللغة يطلقون أصلى العشاء، فقال البياض، وأيضًا أهل اللغة يطلقون الشفق على البياض، كما يطلقونه على الحمرة، وأحمد بن يحيى يحمل على البياض احتياطًا، واختاره محمد بن يحيى وتعلب وعمر ابن عبد العزيز والمزنى وداود. (الجوهرة والفاتح ومج)

(٢) قوله: "هو الحمرة" وهو مذهب على كرم الله وجهه، وهى رواية عن أبى حنيفة، وقد ثبت أنه رجع إلى قولهما، أى الحمرة، وبه قيل: يفتى، وهو قول الشافعى، وكذلك مذهب عبادة بن صامت وشداد بن أوس وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم، واختيار الخليل والأصمعى والجوهرى من أهل اللغة، فقولهما أوسع للناس، وقوله أحوط. (الجوهرة وغيرها)

(٣) قوله: "إذا غاب الشفق" على اختلاف القولين: عنده: إذا غاب البياض، وعندهما: إذا غابت الحمرة. (الجوهرة)

(٤) قوله: "ما لم يطلع الفجر [أي الصبح الصادق]. . . إلىخ" لقوله عليه السلام: وأخر وقت العشاء حين لم يطلع الفجر، وهو حجة على الشافعي في تقديره بذهاب ثلث الليل، كذا في "الهداية".

(٥) قوله: "وأول وقت الوتر . . . إلخ" هذا عندهما، وقال أبو حنيفة: وقته وقت العشاء، يعنى إذا غاب الشفق، إلا أن فعلها مرتب على فعل العشاء، فلا يقدم عليها عند التذكر، والاختلاف فى وقتها فرع الاختلاف فى صفتها، فعنده الوتر واجب، فإذا كان واجبًا صار مع العشاء كصلاة الوقت والفائنة، وعندهما سنة مؤكدة، وإذا كان سنة شرع بعد العشاء كركعتى العشاء، وفائدة الخلاف تظهر إذا صلى العشاء بغير وضوء ناسيًا، وصلى الوتر بوضوء، ثم تذكر أنه صلى العشاء بغير وضوء، أو صلى العشاء فى ثوب، والوتر فى ثوب آخر، فتبين أن الذى صلى فيه العشاء نجس، فإنه يعيد العشاء دون الوتر عنده، لأن من أصله أنهما صلاتان واجبتان جمعهما فى وقت واحد كالمغرب والعشاء بجزد لفة، وكالفائنة مع الوقتية إذ صلى الفائنة على غير وضوء ناسيًا، ثم الوقتية بوضوء، فإنه يعيد الفائنة، ولا يعيد الوقتية، كذلك الوتر مع العشاء، وعندهما يعيد الوتر والعشاء، لأن من أصلهما أنه سنة، لأنه يفعل بعد العشاء على طريق التبع، فلا يثبت حكمه قبل العشاء، فإذا أعاد العشاء أعاد ما هو تبع لها كالركعتين بعد العشاء، وفي "النهاية": لو أوتر قبل العشاء متعمدًا أعادها بلا خلاف، ولو صلى العشاء كالركعتين بعد العشاء، وفي "النهاية": لو أوتر قبل العشاء متعمدًا أعادها بلا خلاف، ولو صلى العشاء

وَقْتِهَا مَا لَم يَطلُعِ الفَجْرُ، ويَستَحِبُّ الإسفَارُ بِالفَجْرِ (۱)، والإبرَادُ (۲) بِالظُهْرِ فِي الصَيْف، وتَقديُها فِي الشَعَاء، وتَأخِيرُ العَصْرِ مَا لَم تَتَغَيّرِ الشَمسُ (۲)، وتَعجِيلُ المَغرِبِ (۱) وتَأخِيرُ العِصْرِ مَا لَم تَتَغَيّرِ الشَمسُ (۲)، وتَعجيلُ المَغرِبِ (۱) وتَأخِيرُ العِشَاء إلَى مَا قَبْلِ ثُلُثِ اللَيلِ (۵)، ويَستَحِبّ فِي الوِتْرِ (۱) لِمَن يَأْلُفُ صَلاةَ اللَيلِ أَن يُؤخّرَ الوِتْرِ (۱) لِمَا لَيْلِ أَن يُؤخّرَ الوَتْرَ قَبلَ النَومِ (۷).

(١) قوله: "ويستحب الإسفار . . . إلخ" أى في الأزمنة كلها لقوله عليه السلام: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر"، رواه الترمذي وصححه وروى الطحاوى عن على كرم الله وجهه أنه كان يصلى الفجر، وهم يتراؤون الشمس مخافة أن تطلع . وعن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله و يشي يصلى الصبح حين يضح البصر"، أخرجه قاسم بن ثابت والنسائي، وأخرج الديلمي في "الفردوس" عن أنس رضى الله عنه أسفروا بالفجر يغفر لكم، وأيضًا عن أنس من نور بالفجر نور الله في قلبه وقبره، وقبل صلاته . وأخرج الطبراني والبزار: عن أبي هريرة أنه على قال: "لا تزال أمتى على الفطرة ما أسفروا بصلاة الفجر"، وقال لبلال رضى الله عنه: "نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم"، وقال إبراهيم النخعي رحمه الله : ما اجتمع أصحاب رسول الله على على شيء ما اجتمعوا على تنوير صلاة الفجر، ولأن في الإسفار تكثير الجماعة، وتوسيع الحال على النائم والضعيف في أدراك فضل الجماعة، واستدل الشافعي وأحمد وإسحاق لتغليس صلاة الفجر بحديث عائشة قالت: كان رسول الله على ليصلى الصبح فتنصرف النساء متلفّعات بمروطهن ما يعرف من الغلس، رواه الترمذي وفي رواية البخاري ولا يعرف بعضهن بعضًا، وقالوا: التعجيل أفضل، والحجة عليهم ما روينا، واختار الطحاوى: الشروع في يعرف بعضهن بعضًا، وقالوا: التعجيل أفضل، والحجة عليهم ما روينا، واختار الطحاوى: الشروع في التغليس، والإتمام في الإسفار جمعًا بين الأحاديث التي وردت في الإسفار والتغليس. (من "الفتح" وغيره)

(٢) قوله: "والإبراد بالظهر . . . إلخ" لقوله عليه الصلاة والسلام: أبر دوا بالظهر في الصيف فإن شدة الحر من فيح جهنم، ولما روى أنس بن مالك رضى الله عنهما أنه عليه السلام كان يبكر الظهر، أي يعجلها في الشتاء، ويبردها في الصيف . (الفتح والمستخلص)

- (٣) أي في الأزمنة كلها، أي القرص يصير بحال لا تحار فيه الأعين، هو الصحيح.
- (٤) لقوله عليه السلام: «لا يزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء»، إلا في يوم الغيم.
- (٥) لقوله عليه السلام: «لولا أن أشق على أمتى لأخرت العشاء إلى ثلث الليل»، وهذا في الشتاء، وأما
   في الصيف فالتعجيل أفضل لقصر الليالي في الصيف.
- (٦) قوله: "ويستحب في الوتر . . . إلخ" لقوله عليه السلام: «من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة الليل محضورة»، ولقوله عليه السلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً». (الجوهرة والفتح)
- (٧) قوله: "أوتر قبل النوم" لقوله عليه السلام: «أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد»، ولما روى أبو هريرة قال: "أوصاني خليلي على أن لا أنام حتى أوتر" وهو محمول على أنه كان لا يثق من نفسه بالانتباه. (الجوهرة وفتح المعين)

وركعتيها، ثم تبين له فساد في العشاء وحدها أعادها وأعاد الركعتين إجماعًا، لأنهما بنيا عليها. (الجوهرة)

### بال الأذان(١)

## الأذَانُ سُنَةٌ للصَلَوَاتِ الْخَمْسِ (٢) والعجُمُعَة (٦) دُونَ مَا سِوَاهَا (٤) ، ولا تَرجِيعَ فِيهِ (٥) ، ويزيدُ في أذَانِ الفَجْرِ بَعدَ الفَلاح (٦): «اَلصَلاةُ خَيرٌ مِنَ النَومِ» مَرّتَينِ، والإقَامَةُ مِثْلُ الأَذَانِ (٧)

(۱) قوله: "الأذان ... إلخ "هو في اللغة: الإعلام، قال الله تعالى: ﴿أَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِه ﴾، وفي الشرع: عبارة عن إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة بألفاظ مخصوصة جعلت علماً للصلاة، وإنما قدم ذكر الشرع تعلى الأذان لأنها أسباب، والسبب مقدم على الإعلام، إذ الإعلام إخبار عن وجود المعلم به، فلا بد للإخبار من سابقه وجود المخبر به، ولأن أثر الأوقات في حق الخواص وهم العلماء، والأذان إعلام في حق العوام، والخاص مقدم على العام ولزيادة مرتبة العلماء، قال الإمام الكردري: حقيق للمسلم أن يتنبه بالوقت، فإذا لم ينبه الوقت، فلينبه الأذان، وهو سنة مؤكدة على الصحيح، كما في "الجوهرة".

وينبغى أن يكون المؤذن رجلا عاقلا بالغًا صالحًا تقيّا، عالمًا بالسنة وبأوقات الصلاة مواظبًا على ذلك، فإذا أذن الصبي العاقل صح من غير كراهة، كذا ذكر في ظاهر الرواية، كذا في "الفاتح".

(٢) قوله: "الأذان سنة للصلوات الخمس . . . إلخ " وقيل: إنه واجب لأمره و به على ما روى من قوله: فأذنا وأقيما ، الحديث . وفي النهر القولان متقاربان ، فإن السنة المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الاثم بالترك ، وعن محمد أنه قال: لو تركه أهل بلدة لقاتلتهم عليه ، ولو تركه واحد لضربته ، وأما ثبوته بالكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا نَادَيتُم إِلَى الصّلاة ﴾ . وأما بالسنة فحديث عبد الله بن زيد الأنصارى رضى الله عنه وهو معروف ، والسنة نوعان: سنة الهدى وتاركها يستوجب كراهية وإساءة . والزوائد وتاركها لا يستوجب إساءة كسنن النبي على في لباسه وقيامه وقعوده ، فالأذان من سنن الهدى ، كذا في "المستصفى" ، وأراد بالصلوات الخمس الوقتيات المؤداة في المسجد بعد صلاة الجماعة . (الفتح والجوهرة والفاتح)

(٣) قوله: "والجمعة. . . إلخ" فإن قيل: هي داخلة في الخمس فلم أفردها وخصها بالذكر قيل: خصها بالذكر لأن لها أذانين، ولتتميز من صلاة العيدين، لأنها تشبه العيد من اشتراط الإمام والمصر، فربما يظن ظان أنها كالعيد، كما في " الجوهرة " .

- (٤) كالوتر والتراويح وصلاة الجنازة والعيد والكسوف. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "ولا ترجيع فيه" وهو أن يخفض بالشهادتين صوته، ثم يرجع فيرفع بهما صوته، وليس الترجيع من سنة الأذان عندنا، خلافًا لمالك والشافعي، لهما حديث أبي محذورة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. ولنا حديث عبد الله بن زيد من غير ترجيع، وأذن بلال رضى الله عنه بحضرته عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر من غير ترجيع إلى أن توفى عليه الصلاة والسلام، وأما تلقينه عليه الصلاة السلام لأبي محذورة رضى الله عنه فكان تعليمًا فظنه ترجيعًا. (الفتح)
- (٦) قوله: "ويزيد في أذان الفجر. . . إلخ " لما روى : " أن بلالا رضى الله عنه أذن الفجر ، شم جاء إلى رسول الله على يؤذنه بالصلاة . فقيل له إنه نائم ، فقال بلال رضى الله عنه : الصلاة خير من النوم ، فسمعه النبي على المسان عنه أنس رضى الله عنه من السنة : "إذا قال المسان عن أنس رضى الله عنه من السنة : "إذا قال

إلا أنّه يَزِيدُ فِيهَا بَعدَ «حَىَّ عَلى الفَلاح»: «قَد قَامت الصَّلاةُ» مَرّتَينِ (''، ويَتَرَسَّلُ في الأَذَانِ ('')، ويَتَرَسَّلُ في الأَذَانِ ('')، ويَحدُرُ في الإَقَامَة ('')، ويَستَقبِلُ بِهمَا القبلَةَ (')، فإذَا بَلَغَ إلَى الْصَلاةِ والفَلاحِ، حَوِّلَ وَجْهَه يَمينًا وشمَالا ('°)، ويُؤذّنُ للفَائِتَة ويُقيمُ ('<sup>1</sup>)، فإن فَاتَتْه صَلَوَاتٌ، أَذَّنَ للأُولَى

المؤذن في أذان الفجر: حيّ على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم"، وخص الفجر بذلك لأنه وقت النوم والغفلة، وإغا يقول مرتين لأن الكلمات كلها مكررة، فإن قيل: ينبغي أن يقال: هذا أيضًا في أذان العشاء لأن النوم موجود فيها، إذ السنة تأخيرها إلى ما قبل ثلث الليل، ومن الناس من ينام قبلها، قيل: المعنى الذي في الفجر معدوم في العشاء، لأن الناس لا ينامون قبل العشاء في الغالب، وإنما ينامون بعده، بخلاف الفجر، فإن النوم فيها قبل الأذان، ولأن النوم قبل العشاء مكروه بخلاف الفجر. (الجوهرة والفاتح والمستلخص)

- (۱) قوله: "قد قامت الصلاة مرتين "وقال مالك: مرة واحدة، ولنا قول عبد الله بن زيد: إنى كنت بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصًا نزل من السماء وعليه ثوبان أخضران، وفي يده شبه الناقوس، فقلت: أتبيعني هذا؟ فقال: ما تصنع به، قلت: نضرب به عند صلاتنا، فقال: ألا أدلك على ما هو خير من هذا، فقلت: نعم، فقام على قطع حائط مستقبل القبلة، فأذن ثم مكث هنيهة، ثم قام فقال مثل المقالة الأولى، وزاد في آخره: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهو حجة على مالك رحمه الله، والحديث مذكور في أبي داود بالتفصيل. (فتح المعين وغيره)
- (٢) قوله: "ويترسل في الأذان" أي يفصل في الأذان بين كلماته لقوله ﷺ: «يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر -على وزن أنصر أي أسرع-»، ويكره التغني في الأذان والتطريب.

ويروى أن رجلا قبال لابن عمر: والله إنى لأحبك في الله، فقبال له: وإنى والله لأبغضك في الله، فقبال: ولم قال: ولم قال: لانك تتغنى بأذانك، وروى أن مؤذنًا آذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز: أذّن أذانًا سمحا وإلا فاعتزلنا، وفي الظهير: لو جعل الأذان إقامة أعاده، ولو جعل الإقامة أذانًا لا، لأن تكرار الأذان مشروع، أي بالنظر ليوم الجمعة دون الإقامة. (فتح المعين والجوهرة والعيني)

- (٣) قوله: "ويحدر في الإقامة" أي يوصل المؤذن فيها بين كلماتها على سبيل السرعة، وهما مندوبان حتى لو ترسل فيهما، أو حدر فيه، وترسل فيها جاز، لحصول المقصود، وهو الإعلام. (العيني)
- (٤) قوله: "ويستقبل بهما [أي الأذان والإقامة] القبلة" أي الأذان والإقامة، لأنه التوارث من فعل بلال رضي الله عنه، فلو ترك جاز، وكره، ولأنه أنهما دعاء وثناء على الله، فكان الاستقبال أولى. (الفاتح والفتح)
- (2) قوله: "فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح، حوّل وجهه يمينًا وشمالا" يعنى الصلاة في اليمين والفلاح في الشمال، وهل يحوّل قدميه؟ قال الكرخي: لا إلا إذا كان على منارة، فأراد أن يخرج رأسه من نواحيها، ولا بأس أن يحول قدميه فيها، إلا أنه لا يستدبر القبلة، والمعنى بالتحويل إعلام الناس وهم في الجهات الأربع، فكان ينبعي

## وأَقَامُ (١)، وكَانَ مُخَيَّرًا في الثَّانِيةِ (١) إن شَاءَ أَذَّنَ وأَقَامَ (٣)، وإن شَاءَ اقتَصَرَ عَلَى الإقَامَةِ (١).

## ويَنبَغِى أَن يُؤذَّنَ ويُقِيمَ (٥) عَلَى ظُهْرِ (٦) فإنْ أذَّنَ عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ جَازَ (٧) ويَكرَهُ أَن يُقِيمَ

أن يحول قدامه ووراءه، لكن ترك التحويل إلى ما وراءه، لما فيه من استدبار القبلة، ومن قدامه قد حصل الإعلام بالتكبير والشهادتين، وهل يحول في الإقامة؟ قيل: لا؛ لأنها إعلام للحاضرين بخلاف الأذان، فإنه إعلام للغائبين، وقيل: يحول إذا كان الموضع متسعًا، ويجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان والإقامة، لأن بلالا رضى الله عنه فعله بين يدى رسول الله على وهو ينظر إليه، ولأنه أندى للصوت، فإن تركه لا يضره، ويؤذن قائمًا، فإن أذن قاعدًا أجزأه مع الكراهة، يعني إذا كان لجماعة، أما إذا أذن لنفسه قاعدًا فلا بأس به، لأنه ليس المقصود به الإعلام، وإنما المقصود به الإعلام، وإنما المقصود به المؤذن طلب الأجرة على الأذان، فإن عرف القوم حاجته، فأعطوه شيئًا بغير طلب جاز، ويكره أن يكون المؤذن فاسقًا، فإن صلوا بأذانه أجزأهم، وليس على النساء أذان ولا إقامة، لأن من سنة الأذان رفع الصوت، وهي منهية عن ذلك. (الجوهرة)

(٦) قوله: "ويؤذن للفائتة ويقيم [لأنه عليه السلام قضى الفجر بأذان وإقامة غداة ليلة التعريس. (الهداية] "وقال الشافعي ومالك: يكتفى بالإقامة والحجة عليهما ما روى أبو قتادة: كنا مع رسول الله وين غزاة فعرسنا، أى نزلنا آخر الليل، فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فارتحلنا حتى ارتفعت، ثم نزلنا فأمر رسول الله وين الما لا فأذن، فصلينا الركعتين سنة، ثم أقام فصلينا الفرض، وللفائتة احتراز عن الفاسدة، فإنه لا أذان لها ولا إقامة. (الفتح والمستخلص والمسكين)

(١) لما روينا من حديث ليلة التعريس.

(٢) قوله: "وكان مخبرًا في الثانية" وجه التخبير أنه على المشركون يوم الخندق عن أربع صلوات، فقضاهن على الترتيب كل صلاة بأذان وإقامة، وفي رواية أخرى: بأذان وإقامة للأولى وإقامة لكل واحدة من البواقي، فلاختلاف الروايتين خيرنا في ذلك، والضابط عندنا أن كل فرض أداء وقضاء يؤذن له ويقام، سواء أداه بجماعة أو منفردًا، إلا الظهر يوم الجمعة في المصر، فإن أداءه بأذان وإقامة مكروه، ويروى في ذلك عن على رضى الله عنه، واستنان الأذان للقضاء محمول على ما إذا قضى في البيت أو الصحراء، أما إذا قضى في المسجد فلا يؤذن له، ويكره القضاء في المسجد، لأن التأخير معصية، فلا يظهرها. (الفتح)

- (٣) ليكون القضاء على حسب الأداء.
- (٤) قوله: "وإن شاء اقتصر . . . إلخ" لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضرون ، والإقامة لإعلام افتتاح الصلاة ، وهم إليه محتاجون ، وهذا إذا قضاها في مجلس واحد ، أما إذا قضاها في مجالس يشترط كلاهما ، كذا في "المستصفى" . (الجوهرة)
- (٥) قوله: "وينبغى أن يؤذن ويقيم. . . إلخ " لأنه ذكر بتقديم الصلاة، فكان من سنته الطهارة كالخطبة، فإن ترك الوضوء في الأذان جاز، وهو الصحيح، لأنه ذكر وليس بصلاة، فلا يضره تركه. (الجوهرة والفاتح)
  - (٦) وفي نسخة: على طهارة.
- (٧) قوله: "فإن أذن على غير وضوء جاز" لأن قراءة القرآن أفضل منه، وهي تجوز مع الحدث، فالأذان أولى، لكن الوضوء فيه مستحب، كما في القراءة. (الجوهرة)

مختصر القدورى كتاب الصلاة عَلَى غَيرِ وُضُوءٍ (١) ، أُويُؤذّنَ وهُوَ جُنُبُ (٢) ، ولا يُؤذّنُ لصَلاةٍ قَبلَ دُخُولِ وَقَتِهَا (٣) إلا فِي الفَجْرِ عِندَ أَبِي يُوسَّفَ .

## باب شُرُوط الصكلاة التي تَتَقَدّ مُها(٤)

## يَجِبُ عَلَى المُصلّى أَن يُقَدّمَ الطَهَارَةَ (٥) مِنَ الأحْدَاثِ (٦) والأنْجَاسِ عَلَى مَا

(١) قوله: "ويكره أن يقيم. . . إلخ لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة. (الجوهرة)

(٢) قوله: "أو يؤذن وهو جنب. . . إلخ" رواية واحدة، ووجه الفرق على إحدى الروايتين أن للأذان شبهًا ـ بالصلاة، فيشترط الطهارة عن أغلظ الحدثين دون أخفهما عملا بالشبهين. وفي "الجامع الصغير": إذا أذن على غير وضوء، وأقام لا يعيد، والجنب أحب أن يعيد، وإن لم يعد أجزأه، أما الأول فلخفة الحدث، وأما الثاني ففي الإعادة بسبب الجنابة روايتان، والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة، لأن تكرار الأذان مشروع دون الإقامة، وقوله: وإن لم يعد أجزأه، يعني الصلاة، لأنها جائزة بدون الأذان والإقامة، كذا في "الهداية".

(٣) قوله: "ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. . . إلخ" بل يكره تحريًا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤذن حتى يتبين لك الفجر هكذا ومدّيديه عرضًا»، وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر: "أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فغضب النبي ﷺ قال له: ما حملك على ذلك قال: استيقظت وأنا وَسنَان، فظننت أن الفجر قد طلع، فأمره عليه السلام أن ينادي أن العبد قد نام"، ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وقبل دخوله يكون كذبًا وتجهيلاً . وذكر الحموي عن "فتح الباري" : أن البدع المنكرة إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلاث ساعات في رمضان، وكذا تأخير الأذان في المغرب بدرجة لتمكين الوقت زعموا الاحتياط، فأخروا الفطر وعجلوا السحور، فخالفوا السنة، فلذا قل فيهم الخير، وكثر فيهم الشر. (فتح المعين)

(٤) قوله: "باب شروط الصلاة التي تتقدمها" الشروط جمع شرط -بالسكون- بخلاف الأشراط، فإنها جمع شَرَط -بالتحريك- وشرائط جمع شريطة، وقال الحموي: إن ما يتعلق بالشيء إن كان داخلا فيه سمى زكنًا كالركوع للصلاة، وإن كان خارجًا عنه، فإن كان مؤثّرًا فيه كان علة كعقد النكاح للحل، وإن لم يكن مؤثّرًا فيه، فإن كان موصلا إليه في الجملة سمى سببًا كالوقت لوجوب الصلاة، وإن لم يكن موصلا إليه، فإن توقف الشيء عليه سمى شرطًا كالطهارة للصلاة، وإن لم يتوقف عليه سمى علامة، كالأذان للصلاة. ثم اعلم أن شروط الصلاة متنوعة إلى ثلاثة أقسام شرط الانعقاد لا غير كالنية والتحريمة والخطبة. وشرط الدوام كالطهارة وستر العورة، والثالث: ما يشترط وجوده حالة البقاء، ولا يشترط فيه التقدم ولا المقارنة، وهي طهارة الجسد. (الفتيح) وإنما قيدبـ الشروط التي تتقدمها الأنه بين في هذا الباب الشروط التي تنقدمها لا الشروط التي لا تتقدمها كالقعدة الأخيرة. (الفاتح)

(٥) قوله: "أن يقدم الطهارة. . . إلخ" قيل: إنما قدم الطهارة على سائر الشروط لأنها أهم من غيرها، إذ لا تسقط بعذر ما بخلاف غيرها، وفيه نظر، لأن مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة وبغير تيمم، ولا يعيد أصلا، إلا أن يراد من قوله لإ تسقط بعذر أي غالبًا، وأيضًا نقول: مرادنا إذا لم يكن مقطوع اليدين والرجلين، وإنما وجب التطهير لأن الصلاة مناجاة مع الرب، فوجب أن يكون المصلي على أحسن الأحوال، وذا في طهارته وطهارة ما يتصل به، فمن ثم وجب عليه تطهير الثوب. (ملا مسكين وغيره)

قَدَّمَنَاهُ''، ويَستُرَعَورَتَه ''، والعَورَةُ مِنَ الرَجُلِ مَا تَحْتَ السُرَّةِ إِلَى الرُكْبَة ''، والرُكبَةُ عَورَةُ '' فَدُنَ السُرِّة، وبَدَنُ السَمَرُاة الحُرِّة كُلَّه عَورَةٌ (') إلا وَجْهَهَا ('') وكفيها ('')، ومَا كَانَ عَورَةً منَ الرَجُل، فَهُ وَعَورَةٌ منَ الأَمَة (^)، وبَطنُها وظَهْرُهَا عَورَةٌ (')، ومَا سوَى ذَلكَ من بَدَنهَا لَيسَ

- (٦) أعم من أن يكون الحدث أصغرَ أو أكبرَ.
  - (١) من الطهارتين في باب الأنجاس.
- (۲) قوله: "ويستر عورته لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُم عِنِدَ كُلّ مَسجِد﴾ أى ما يوارى عورتكم عند كل صلاة، لأن أخذ الزينة لا يمكن، فيكون المراد محلها، وهذا من إطلاق اسم الحال على المحل، وأريد بالمسجد الصلاة بإطلاق اسم المحل على الحال، والمعتبر الستر من الجوانب لا من الأسفل، حتى لو رأى إنسان عورته من أسفل يجوز صلاته، ويشترط في الستر أن يكون بثوب لا يصف ما تحته، فلو سترها بثوب رقيق يصف ما تحته لا يجوز، وأيضاً وجوب ستر العورة ثابت بالسنة؛ لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض» أى بالغة إلا بخمار، وهل الستر شرط في حق نفسه أو في حق غيره، قال عامة المشايخ في حق غيره: وهو الصحيح، ولو صلى في بيت مظلم عربانًا، وله ثوب طاهر لا يجوز صلاته بالإجماع. (الفتح والمستخلص والجوهرة)
- (٣) قوله: "والعورة من الرجل ما تحت السرة . . . إلخ" إلى ههنا بمعنى مع ، فالسرة عندنا ليست بعورة ، والركبة عورة ، وقال الشافعى : السرة عورة لقوله عليه الصلاة والسلام : «العورة ما بين السرة إلى ركبتيه» ، والاحتياط إلحاق الحد بالمحدود كالمرفق في الوضوء ، ولنا ما روى أنه عليه السلام كان يقبل سرة حسين رضى الله عنه ، ولا يظن أنه من العورة ، والركبة عنده ليست بعورة لقوله عليه السلام : «ما فوق الركبتين من العورة» ، ولنا حديث على رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله على الركبة من العورة» . (الفتح والمستخلص)
  - (٤) لقوله عليه الصلاة والسلام: «الركبة من العورة».
- (٥) قوله: "وبدن المرأة الحرة [لقوله عليه السلام: «المرأة عورة مستورة»] كله عورة . . إلخ فيه إشارة إلى أن القدم عورة، وفيه خلاف، فغى "الهداية": الأصح أنه ليس بعورة، وقيل: الصحيح إنه عورة في حق النظر والمس، وليس بعورة في حق الصلاة والمشي، والمراد من الكف باطنه أما ظاهره فعورة، استثنى وجهها وكفيها للابتلاء بإبداءهما، ولأنه عليه الصلاة والسلام نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب. ولو كان الوجه والكفان من العورة لما حرم سترهما، وأمرها بالتغطية، لخوف الفتنة، لا لأنها عورة، كما أن النظر إلى وجه الأمرد يخرم إن خاف الفتنة مع أنه ليس بعورة، ويفهم من كفيها أن ظاهرهما عورة، وهو ظاهر الرواية، والذراعان عورة بالأولى، وروى أن قدميها عورة لقوله عليه السلام: بدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، والأصح أنهما ليستا بعورة، كما قدمنا للابتلاء بإبداءهما. (الجوهرة والفتح)
  - (٦) للابتلاء بإبداءهما.
  - (٧) وأيضًا القدم ليست بعورة على الأصح.
    - (٨) بالطريق الأولى.
- (٩) قوله: "وبطنها وظهرها عورة" وكذا المدبرة والمكاتبة وأم الولد ومن في رقبتها شَيء من الرق، بمعنى

بِعَورَة (') ومَن لم يَجِد مَا يُزِيلُ بِهِ النَجَاسَةَ صَلّى مَعَهَا (') ولَم يُعِد ، ومَن لم يَجِد ثُوبًا صَلّى عُرَيانًا قَاعِدًا ('') يُومِئ بالرُكُوعِ والسُجُودِ (') فإن صَلّى قَائِمًا أَجَزَأَه ('') والأوّلُ أفضَل ('') ويَنوِى للصَلاةِ التِي يَد حُلُ فِيهَا ('') بِنِيّةٍ لا يَفْصِلُ بَينَهَا وبَينَ التَحرِيْمَة بِعَمَل ('') ويَستَقبِلُ

الأمة المستسعاة كالمكاتبة عند أبى حنيفة، وإنما جعل بطنها وظهرها عورة لأنهما يحلان محل الفرج بدليل إذا شبه امرأته بظهر ذوات محارمه أو بطنها، كان مظاهرًا، كما لو شبهها بفرجها، والظهر ما هو قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة. (الجوهرة)

- (۱) قوله: "ليس بعورة [لقول عمر: "ألقى عنك الخماريا دَفَارِ! أتتشبهين بالحرائر". (الفتح)]" لأنها فارقت الحرة من حيث أنها مال تباع وتشترى، ففارقتها في الستر، حتى إن الأمة إذا صلت ورأسها مكشوف جازت صلاتها، فإن أعتقت وهي في الصلاة لزمها أن تأخذ القناع، وهي في الصلاة، ولا يبطل ذلك صلاتها، لأن الفرض إنما لزمها الآن، بخلاف العريان إذا وجد ثوبًا وهو في الصلاة، فإن صلاته تفسد، لأنه توجه عليه الخطاب قبل ذلك، ثم إذا كان مشيها ثلاث خطوات فما دون ذلك لا تفسد صلاتها، وإن كان أكثر فسدت، وإن لم تستر رأسها أو سترته وقد أدت ركنًا فسدت، والخنثي حكمه حكم المرأة، فإن كان رقيقًا فكالأمة. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "صلى معها... إلخ" هذا على وجهين: إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهراً، يصلى فيه، ولو صلى عريانًا لا يجزئه، لأن ربع الشيء يقوم مقام كله، وإن كان الطاهر أقل من الربع، فكذلك عند محمد، وعند أبى حنيفة وأبى يوسف: يتخير بين أن يصلى عريانًا وبين أن يصلى فيه، والصلاة فيه أفضل، لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد، وفي الصلاة عريانًا ترك فروض، كذا في "الهداية" و "الجوهرة".
- (٣) قوله: "قاعدًا" نهارًا أو ليلا في بيت أو صحراء، وصفة القعود أن يقعد مادًا رجليه إلى القبلة ليكون أستر له. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "أجزأه" فيه إشارة إلى أنه مخير بينهما، لأن في القعود ستر العورة الغليظة، وفي القيام أداء الركوع والسجود، فيميل إلى أيهما شاء. (الجوهرة النيرة والفاتح)
- (٦) قوله: "والأول أفضل" يعنى صلاته قاعدًا يومئ، وإنما كان أفضل لأن الستر واجب بحق الصلاة وحق الناس، ولأنه لا خلف له، والإيماء خلف عن الأركان، ولأن الستر فرض، والقيام فرض، وقد اضطر إلى ترك أحدهما، فوجب عليه أكثرهما، وهو الستر، لأنه لا يسقط في حال من أحوال الصلاة مع القدرة عليه، والقيام يسقط في النافلة مع القدرة عليه، فكان الستر أولى، وفعله على ما ذكرنا أستر له، فكان أولى، ولأن النافلة تجوز على الدابة بالإيماء، ولا تجوز بدون الستر حال القدرة. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "وينوى. . . إلخ" والأصل فيه قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات»، ولأن ابتداء الصلاة للقيام، وهو متردّد بين العادة والعبادة، ولا يقع التميز إلا بالنية، وهي العلم السابق بالعمل اللاحق.

# القبلةً(١) إلا أن يَكُونَ خَائِفًا، فَيُصلِّي إلى أي جِهَةِ قَدَرَ (٢)، فإنِ اشتَبَهَتْ عَلَيهِ القِبلَةُ، وليس

(٨) قوله: "بنية لا يفصل بينها وبين التحرية بعمل [لا يليق بالصلاة]" أى بعمل يمنع الاتصال كالأكل والشرب، والذي لا يمنع الاتصال لا يضر، كالوضوء والمشيء لإدراك الجماعة، ولا تعتبر النية المتأخرة عن التكبير في ظاهر الرواية، كذا في "الطائي" و "العيني". والنية هي الإرادة الجازمة للدخول في الصلاة، ولماتقدمة على التكبير كالقائمة عنده، ولا اعتبار للمتأخرة عن التكبير، وقيل: تصح ما دام في الثناء، وقيل: تصح إذا تقدمت إلى الركوع، وقيل: إلى أن يرفع رأسه، وأما التلفظ فلا عبرة به حتى لو قصد أداء الظهر وجرى على لسانه العصر يكون شارعًا، بل هي بدعة. وجعلها بعضهم سيئة، فجزم بالكراهة، ولم يثبت عنه عنه من طريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح: أصلّي كذا، ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة رحمهم الله، بل المنقول أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام للصلاة كبر، فالتلفظ بدعة، لكن استحسنه المتأخرون في حق من لم تجتمع عزيمته، وكيفيتها أن يقول: اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها منى. وقال الشافعي: لا بد من ذكر اللسان، وهذا القول مردود باتفاق العلماء على أنه إذا نوى بقلبه ولم يتكلم جاز صلاته والتلفظ بها مخصوص بالحج لإمداد زمانه وكثرة مشاقه، كذا في فتح المعين".

فإن قيل: الصوم يجوز نيته متأخرة عن وقت الشروع، فلم لا تجوز في الصلاة النية المتأخرة. قيل: وقت الشروع فيه طلوع الفجر، وهو وقت نوم وغفلة، فلو شرطت النية حينتذ لضاق الأمر، وأما وقت الشروع في الصلاة فهو وقت حضور ويقظة، فيمكن تحصيلها بلا مشقة. واعلم أن النية لا تنادى باللسان، لأنها إرادة، والإرادة عمل القلب، لا عمل اللسان، لأن عمل اللسان يسمى كلامًا لا إرادة، إلا أن الذكر باللسان مع عمل القلب سنة، فالأولى أن يشغل قلبه بالنية، ولسانه بالذكر، ويده بالرفع، كذا في "الجوهرة"، لا يعلم من أين قال صاحب "الجوهرة": إن الذكر باللسان مع عمل القلب سنة، والتحقيق هو الذي مرّ في "فتح المعين".

(١) قوله: "ويستقبل القبلة [لقوله تعالى: ﴿فَوَلُوا وُجُوهَكُم شَطرَه﴾]" أي غير الخائف، والاستقبال هو استفعال من قبلت الماشية الوادى، يعنى قابلته، وليس السين فيه للطلب، لأن الشرط المقصود بالذات المقابلة لا طلبها، فاستفعل بمعنى فعل، والقبلة في الأصل الحالة التي يقابل الشيء عليها غيره، ثم صارت كالعلم للجهة التي تستقبل للصلاة، سميت بذلك لأن الناس يقابلونها، وتسمى محرابا أيضًا لمحاربة النفس الشيطان عندها.

اعلم أنه لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلا متوجهًا إلى القبلة، فإن صلى إلى غير القبلة متعمدًا من غير عذر كفر، ثم من كان بمكة ففرضه إصابة عينها، ومن كان نائيا عنها ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح، ولو صلى مكى في بيته في مكة ينبغي أن يصلى بحيث لو أزيل الجدران يقع استقباله على جهة الكعبة، لكن الأصح أن حكم من كان بينه وبينها بناء حكم الغائب حتى لو اجتهد وصلى وبان خطأه لا يعيد، لأنه أتى بما في وسعه، فلا يكلف بما زاد عليه، وإن صلى إلى الحطيم، أو نوى مقام إبراهيم، ولم ينو الكعبة، لم يجز، وكذا لو نوى المسجد الحرام، ومن كان بالمدينة ففرضه العبن، لأنه يقدر على إصابتها بيقين، لأن قبلة المدينة ثبت من حيث النص، وسائر البقاع بالاجتهاد. (الفتح ومس وج)

(٢) قوله: "إلا أن يكون خائفًا، فيصلى إلى أى جهة قدر [لتحقق العذر]" سواء كان الخوف من عدو أو سبع، أو قاطع طريق، أو كان على خشبة في البحر يخاف إن انحرف إلى القبلة أن يغرق، أو المريض لا يجد من يحوّله إلى القبلة، أو يجد إلا أنه يتضرر بالتحويل، كذا في "الجوهرة".

والفقه في المسألة أن المصلى في خدمة الله تعالى، فلا بد من الإقبال عليه، وهو منزَّه عن الجهة، فابتلاه

بِحَضرَتِه مَن يَسألُه عَنهَا (۱) إجْتَهَدَ (۲) وصَلّى (۲) ، فَإِنْ عَلِمَ أَنّه أَخْطَأْبَعدَ مَا صَلّى ، فَلا إعَادَةَ عَلَيه (۱) ، وإنْ عَلمَ ذَلكَ، وهُوَ في الصَلاة، استَدَارَ إلَى القبلَة، وبَنَى عَلَيهَا (۵) .

بالتوجه إلى الكعبة، فلما اعتراه الخوف تحقق العذر، فأشبه حالة الاشتباه في تحقق العذر، فيتوجه إلى أي جهة قدر، لأن الكعبة لم تعبد لعينها حتى لو سجد لها كفي، بل للابتلاء وهو حاصل بذلك. (الفتح)

(۱) قوله: "وليس بحضرته من يسأله . . . إلخ" حد الحضرة أن يكون بحيث لو صاح به سمعه ، وفيه إشارة إلى أنه لو وجد من يسأله وجب عليه سؤاله ، والأخذ بقوله ، ولو خالف رأيه كان المخبر من أهل ذلك الموضع ، وكان مقبول الشهادة ، وكذا الأعمى إذا لم يجد وقت الشروع من يسأله وأخطأ جاز ، وإن وجد من يسأله ، ولم يسأله لا تجوز صلاته ، كذا في "الذخيرة" ، ولو اجتهد وبحضرته من يسأله ، فأصاب القبلة ، ينبغي أن لا تجوز على قولهما ، خلافًا لأبي يوسف ، وفي الخجندي : يجوز إذا أصاب القبلة . (الجوهرة )

(٢) قوله: "اجتهد... إلخ" لأن الصحابة تحروا وصلوا، ولم ينكر عليهم رسول الله على والاجتهاد بذل المجهود لنيل المقصود، فإن لم يقع اجتهاده على شيء من الجهات، قيل: يؤخر الصلاة، وقيل: يصلى إلى المجهود لنيل المقصود، فإن لم يقع اجتهاده على شيء من الجهات، قيل: يؤخر الصلاة، وقيل! يصلى إلى الجهات الأربع، والمسألة على ثلاثة أوجه: إما أن لا يشك ولا يتحرى، وجوابه إن صلاته على الفساد، إلا أن يتبين له الصواب، فإن تبين له الحطأ، والثانى: أن يشك ولا يتحرى، وهي مسألة لا يعيد، وإن علم في الصلاة أنه أصاب القبلة استأنف، ولا يجوز البناء، والثالث: أن يشك ويتحرى، وهي مسألة الكتاب، وجوابه أن الصلاة على الجواز ولو تبين له الخطأ. (ج)

(٣) قوله: "وصلى أى صلى إلى أى جهة مال إليها ظنه" لقوله تعالى: ﴿ أَينَمَا تُولُوا فَثَمّ وَجهَ الله ﴾ نزلت في الصلاة حالة الاشتباه، كما أخرجه الترمذي، فلو صلى من اشتبه عليه حالها بلا تحرى، أعادها لترك ما افترض عليه من التحرى، إلا إذا علم أنه أصاب بعد الفراغ لحصول المقصود. (فتح المعين)

(٤) لأنه ليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحرّي، والتكليف مقيد بالوسع. (الجوهرة)

(٥) قوله: "وإن علم ذلك وهو في الصلاة، استدار . . . إلخ" بأن أخبره من هو عالم بحالها، أو بعلامات أخر، وهو في الصلاة، يجب عليه أن يتحول من ساعته في الصلاة، وليس عليه أن يستأنف، والأصل في هذه المسألة قصة الأنصار بمسجد قبا، وتحولهم في الصلاة إلى القبلة، واستحسان النبي على فعلهم، وقصتهم مذكورة في الصحاح الستة. ثم اعلم أن المصنف رحمه الله ذكر المسألة في عدم وجوب الإزالة وهو قوله: ومن لم يجد، وذكر مسألة أخرى في عدم الستر، وهو قوله: ومن لم يجد ثوبًا، وذكر مسألة أخرى في ترك استقبال القبلة، وهو قوله: وإن اشتبهت عليه القبلة، ولم يذكر مسألة في ترك النية إلا أن الرواية محفوظة أن الرجل إذا نوى الصلاة عند الوضوء، فلم يشتغل بعمل آخر حتى اقتدى بالإمام، فهو لم ينو ثانيًا، صحت صلاته، وإنما أورد هذه المسائل ليعلم أن أحد هذه المشروط يجوز تركها عند الضرورة، فهذه الشروط شروط الجواز لا شروط الوجوب المقدرة ليعلم أن أحد هذه الشروط يجوز تركها عند الضرورة، فهذه الشروط شروط الجواز لا شروط الوجوب المقدرة المتصلة بالفعل، وسلامات الآلات، كذا في "النافع". (الفاتح واغيرهما)

### باب صفّة الصلاة<sup>(١)</sup>

## فَرَائض الصَلاة ستّة (١): التَحريْمَة (١)، والقِيَام (١)، والقِرَاءَة (٥)، والركُوع (١)، والسُجُودُ (١)،

(۱) قوله: "باب صفة الصلاة هذا شروع في المشروط بعد بيان الشرط والإضافة فيه كإضافة الجزء إلى الكل، والمراد تبيين الصلاة وكشف ماهيتها، فالإضافة لأدنى ملابسة والصفة والوصف مصدران كالوعد والعدة، واعلم أنه يشترط لثبوت الشيء ستة أشيا: العين: وهي ماهية الشيء، والركن: وهو جزء الماهية، والحكم: وهو إثبات الأثر الثابت للشيء، ومحل ذلك الشيء، وشرطه وسببه، فالعين الصلاة، والركن القيام والقراءة وغيرها، والمحل هو الآدمني المكلف، والشرط ما تقدم من الطهارة وغيرها في باب الشروط، والحكم جواز الصلاة وفسادها وثوابها، والسبب الأوقات، والصفة ههنا بمعنى الكيفية المشتملة على فرض وواجب وسنة ومندوب لاشتمال الباب على الكل، كذا في "فتح المعين". وقال في "الجوهرة": هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، اعلم أن الوصف كلام الواصف، والصفة هي المعنى القائم بذات الموصوف، فقول القائل: زيد عالم وصف لزيد لا صفة له، والعلم القائم به صفته لا وصفه، وحاصله أن قيام الوصف بالواصف، وقيام الصفة بالموصوف.

(٢) قوله: "فرائض الصلاة ستة" أى فرائض نفس الصلاة، والقياس ست بدون الهاء، لأن الفرائض جمع فريضة، لكنه قال: على تأويل الفروض، والألف واللام فى قوله: "الصلاة" للمعهود، أى الصلاة المفروضة، لأن القيام فى النافلة ليس بفرض. (الجوهرة)

(٣) قوله: "التحريمة" والدليل على فرضيتها قوله تعالى: ﴿ وَرَبّكَ فَكَبّر ﴾ والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، وقوله عليه السلام: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» مع ما واظب عليه الصلاة والسلام، والتحريم جعل الشيء محرمًا، وزيادة التاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية، أو للوحدة أو للمبالغة، وسميت تحريمة لأنها تحرم الأشياء المباحة قبلها من الكلام، والالتفات والأكل والشرب وغير ذلك، وإنما عدها من الأركان وإن كان شرطًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأنها متصلة بالأركان، فأخذت حكمها على أن عند بعض أصحابنا ركن، وهو قول محمد رحمه الله. (من "الجوهرة" و "الفاتح" و "فتح المعين")

- (٤) قوله: "والقيام" لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا للهِ قَانتِينَ﴾ أى مطيعين أو ساكتين، والأمر للوجوب، والمراد به قيام الصلاة لإجماع المفسرين، والمفروض فيه بقدر القراءة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، وحد القيام أن يكون بعيث إذا مديديه لا ينال ركبتيه، والأقرب للخشوع أن يكون بين قدميه أربع أصابع اليد، والأولى في القيام أن يكون القدمان على الأرض، فلو قام على عقبيه أو أطراف أصابعه، أو رافعًا أحدى رجليه يجزئه، ويكره إن كان بغير عذر، كذا في "فتح المعين" وغيره من "الجوهرة" و "الفاتح"، وأيضًا قال في "الجوهرة": القيام فرض في صلاة الفرض والوتر لا غير.
- (٥) قوله: "والقراءة" أي مطلقًا من غير خصوصية الفاتحة لقوله تعالى: ﴿فَاقرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنَ القُرآنِ ﴿ وَلقوله ﷺ: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»، والأمر للوجوب، والقراءة لا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فثبت أنها في الصلاة. (الجوهرة والفتح)
- (٦) قوله: "والركوع" لقوله تعالى: ﴿وَاركَعُوا وَاسجُدُوا﴾ والركوع هو انحناء الظهر بحيث لو مديديه نال ركبتيه، هذا إذا ركع قائمًا، فإن ركع جالسًا فينبغى أن تحاذى جبهته قدام ركبتيه ليحصل الركوع، والركن فيه أدنى ما يطلق عليه اسم الركوع، وما زاد عليه واجب أو مستحب. (العينى والفتح)

والقَعدَةُ الأَخيرَةُ مِقدَ ارَ التَشَهَّدُ (')، ومَا زَادَ عَلَى ذَلكَ (٢)، فَهُوَ سُنَّةٌ (")، وَإِذَا دَخَلَ الرجُلُ في صَلاته (١)، كَبِّر (٥) ورَفَعَ يَدَيه مَعَ التَكبِير (٦)، حَتَّى يُحاذِي بإبهَا مَيه شَحْمَةَ أَذَنيه (٧)،

(٧) قوله: "والسجود" لقوله تعالى: ﴿وَاركَعُوا وَاسجُدُوا﴾ وهو وضع بعض الوجه على الأرض مما لا سخرية فيه، فدخل الأنف، وخرج الخد والذقن والصدغ، والمراد من السجود جنسه، فإن الغرض تعداد الفرائض، فلهذا ذكر القيام والركوع مفردًا. (الفتح)

(۱) قوله: "والقعدة الأخيرة مقدار التشهد" لقوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضى الله عنه حين علمه التشهد: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تحت صلاتك»، أى وأنت قاعد للإجماع على أن قراءة التشهد في غير القعود لا تعتبر، علق الإتمام بالفعل قرأ التشهد أو لم يقرأ، ولا يرد عليه أنه عليه السلام علق الإتمام بأحدهما وهو القعدة أو القعود مع القراءة، فالقراءة فرض، لأن هذا يخالف الإجماع، إذ لم يقل أحد: بفرضية قراءة التشهد، فإن قيل: كيف ثبت الفرضية بخبر الواحد؟ قلنا: هذا الخبر وقع بيانًا لمجمل الكتاب، وهو قوله أقيموا الصلاة، فكان ثبوت الفرضية بالكتاب لا به، كما في خبر المسح على الرأس، كذا في "المستخلص".

قال في "الجوهرة": مقدار التشهد أي من قوله: التحيات . . . إلى "عبده ورسوله" هو الصحيح ، لا ما زعم البعض أنه لفظ الشهادتين فقط حتى لو فرغ المقتدى قبل فراغ الإمام ، فتكلم فصلاته تامة .

قال في "المحيط": لو فرغ المقتدى قبل فراغ الإمام، فسلم أو تكلم فصلاته تامة، وفي الكبيري والقعدة الأخيرة هي التي تكون في آخر الصلاة، سواء تقدمها قعدة أولا، كما في الثنائية.

(٢) من الصلاة والدعاء، فهو سنة فلا اعتراض ولا جواب.

(٣) قوله: "فهو سنة" إنما قال: سنة مع أنه فيه واجبات كتكبيرات العيدين وضم السورة إلى الفاتحة ومراعاة الترتيب فيما شرع مكرراً في ركعة واحدة كالسجود حتى لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى ساهياً، وقام وصلى تمام صلاته، ثم تذكرها، فعليه أن يسجد المتروكة، ويسجد للسهو لتركه الترتيب فيما شرع مكرراً، وإنما سماها سنة لإطلاق اسم السبب على المسبب، وهو أنه يثبت وجوبها بالسنة، أو نقول: أفعال رسول الله على وأقواله سنز، فرضًا كان أو سنة، كذا في "شرح المصابيح". (ج وف)

- (٤) قوله: "وإذا دخل الرجل. . . إلخ" أي إذا أراد الدخول كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاستَعِذْ إِ
- (٥) قوله: "كبّر [لقوله عليه السلام: «وتحريمها التكبير»]" أى قال: الله أكبر، وإذا حذف المصلى، أو الحالف، أو الذابح المدالذي في اللام الثانية من الجلالة، أو حذف الهاء، اختلف في صحة تحريمته وانعقاد يمينه، وحل ذبيحته، فلا يترك ذلك احتياطًا. (الفتح)
- (٦) قوله: "ورفع يديه مع التكبير" الرفع سنة، وليس بواجب، والكلام في الرفع في أربعة مواضع: في أصل الرفع، وفي وقته، وفي كيفيته، وفي محله، أما أصل الرفع فلما روى عن ابن عباس وابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن»، وعد من جملتها تكبيرة الافتتاح.

وأما وقته: فوقت التحريمة يكون مقارنًا لها، لأن سنة التكبير شرع لإعلام الأصم بالشروع في الصلاة، ولا يحصل هذا المقصود إلا بالمقارنة، وأما كيفيته: فيرفع يديه مفتوحتين لا مضمومتين، حتى يكون

فإن قَالَ بَدلا مِنَ التَكبِيرِ: اَللَّهُ أَجَلَّ، أَو أَعْظَمُ، أَوِ الرَحمَنُ أَكْبَرُ، أَجْزَأُهُ عِندً أَبِي حَنيفَةَ وَمُحَمَّد رَحمَهُ مَا اللهُ (٢)؛ اللهُ أَنْ يَقُولَ (٣)؛ اللهُ

الأصابع نحو القبلة، ويتركها بحالها، وأما محله: فيرفع يديه حذاء أذنيه، أي يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، وكذلك في كل موضع يرفع الأيدي عند التكبير، كذا في "المستخلص".

وقوله: "مع التكبير" إشارة إلى اشتراط المقارنة، كما هو مذهب أبي يوسف، والأصح أنه يرفع أولا، فإذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر، لأن الرفع بمنزلة النفي، كأنه نبذ ما سوى الله تعالى وراء ظهره، فاليد اليمنى كالآخرة، واليسرى كالدنيا، ولأن في الرفع نفي الكبرياء عن غير الله، وقوله: الله أكبر بمنزلة إثبات الكبرياء لله تعالى، والنفي مقدم على الإثبات، كما في كلمة الشهادة لا إله إلا الله، ولا تصح تكبيرة الإحرام إلا في حال القيام، أما إذا حنا ظهره ثم كبر إن كان إلى القيام أقرب يصح، وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح. (الجوهرة)

(۷) قوله: "حتى يحاذى . . . إلخ" وكيفية الرفع أن يرفع يديه حتى يحاذى بإبهاميه شحمتى أذنيه وبرؤوس الأصابع فروع أذنيه ، والشحمة بمعنى نرمه عموش وگوشواره ، هذا عندنا ، وعند الشافعى يرفع إلى منكبيه لحديث أبى حميد الساعدى : قال : كان النبى على النبى الله إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه ، ولنا حديث وائل بن حجر أنه عليه السلام كان إذا كبر يرفع يديه حذاء أذنيه ، وهكذا رواية أنس والبراء بن عاذب رضى الله عنهما ، وما رواه الشافعى من حديث أبى حميد الساعدى ضعيف ، ضعفه الطحاوى ، وإن صح فالتوفيق بينهما أن يقال : إنه ويهم رفع يديه إلى منكبيه ، وحاذى بإبهاميه شحمتى أذنيه ، فلا تعارض بينهما .

أو يقال: إن ما روى الشافعي محمول على حالة العذر، لأن واثلا رضى الله عنه قال: ثم أتيت من العام المقبل وعليهم الأكيسة والبرانس، فكانوا يرفعون فيها إلى مناكبهم، فعلم أن ذلك كان لعذر البرد، كذا في "فتح المعين" وغيره. وقال في "الجوهرة": وعند الشافعي حذاء منكبيه، وعند مالك حذاء رأسه، وقال طاوس: فوق رأسه، وأجمعوا كلهم على أن المرأة ترفع حذاء منكبيها، لأنه أستر لها، وعلى هذا الخلاف التكبير في القنوت والأعياد والجنازة، وأما الأمة فذكر في الفتاوى: أنها في الرفع كالرجل.

(۱) قوله: "أجزأه... إلخ" وهل يكره الدخول بغير لفظ التكبير عندهما؟ قال السرخسى: لا، وفى "الذخيرة": الأصح أنه يكره لقوله عليه السلام: "وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم"، وقوله: لا بد من التكبير، فيه إشارة إلى أن الأصل الله أكبر وغيره بدل منه، وقوله: أجزأه هذا إذا قرن اسم الله بهذه الصفة، أما إذا قال: أبتدئ أجل، أو أعظم، أو أكبر، ولم يزد عليه لا يصير شارعًا بالإجماع، لأن الاقتصار على الصفة بدون الاسم لم يكمل به التعظيم والثناء، وإذا ذكر اسم الله من غير صفة، فقال: الله أو الرحمن أو الرب صح دخوله عند أبى حنيفة، لأن في هذا معنى التعظيم. وقال محمد: لا بد من ذكر الصفة مع الاسم، لأن تمام التعظيم بذكر الاسم والصفة، ولو افتتح بلا إله إلا الله أو بالحمد لله أو بسبحان الله، أو تبارك الله، يصير شارعًا عندهما، سواء كان يحسن التكبير أو لا، وقال أبو يوسف: إذا كان يحسن التكبير لم يجز إلا بأربعة ألفاظ: الله أكبر الله الأكبر الله كبير الله الكبير، لقوله عليه السلام: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريهما التكبير"، فعلم أنه لا تحريم بغيره، ولهما قوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسمَ رَبّه فَصَلّى﴾ نزلت في تكبيرة الافتتاح، فقد اعتبر مطلق الذكر والمقصود التعظيم، وقد حصل، ولو افتتح بالفارسية وهو يحسن العربية، أجزأه عند أبى حنيفة ويكره، وعندهما: لا يجزئه إلا إذا كان لا يحسن العربية. (من "الجوهرة" و"فتح المعين")

<sup>(</sup>٢) إذا كان يحسن التكبير.

أَكبَرُ، أَو اللهُ الأكبَرُ، أَو اللهُ الْكَبِيرُ (١)، ويَعتَمدُ بِيَدِهِ اليُمنَى عَلَى اليُسْرَى، وَيَضَعُهُ مَا تَحْتَ السُرّة (٢)، ثُمَّ يَقُولُ: سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمدِ كَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَد ّكَ ولا إلهَ غَيرُكَ (٣)،

(٣) لقوله عليه السلام: "وتحريمها التكبير"، فعلم أنه لا تحريم بغيره. (الجوهرة)

(١) أو الله كبير .

(۲) قوله: "ويعتمد بيده اليمني على اليسرى ويضعهما تحت السرة" الكلام في وضع اليمني على الشمال من أربعة أوجه: الأول: أن الوضع سنة أم لا، والثاني: صفة الوضع. والثالث: موضع الوضع. والرابع: متى يضع. أما الأول: فعند علماءنا الوضع سنة لحديث على رضى الله عنه: "أن من السنة أن يضع اليمين على الشمال تحت السرة في الصلاة"، وقال مالك: الفضيلة في الإرسال والرخصة في الأخذ، لأن النبي عليه السلام كان يفعل كذلك، وكذا الصحابة رضى الله حتى نزلت الدم على رؤوس أصابعهم، والحجة عليه حديث على رضى الله عنه. وأما صفة الوضع، ففي الحديث المرفوع لفظ الأخذ، وهو قوله عليه السلام: "نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نأخذ شمائلنا بأياننا في الصلاة"، وفي حديث على كرم الله وجهه الوضع كما مر، واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع باطن كفه الأيمن على ظهر كفه الأيسر، ويحلق بالحنصر والإبهام على الرسغ ليكون عاملا بالحديث، وأما موضع الوضع فعندنا تحت السرة، وهو مروى عن على رضى الله عنه كما مر.

فإن قيل: حديث على رضى الله عنه ضعيف، لأن فيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفى، وهو ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل، ذكره أبو داود، قلت: ذكر الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوى رحمه الله: أن من ضعف الحديث في الكتب المدونة، لا يلزم أن يكون الحديث ضعيفًا عند إمامنا الأعظم، لأن الحديث الذي يروى إمامنا كان صحيحًا عنده لكون الرواة قليلا بينه وبين رسول الله على وكانوا أكثر هم ثقة، وأما بعد زمان الإمام فشاع الكذب والبدع، فصار أكثر الناس متهمين بالكذب والبدع والغيبة، فروى المصنفون الجديث منهم، فصار الحديث ضعيفًا، وكان في زمن الإمام صحيحًا لتقدمه. وإن سلم أنه كان أيضًا ضعيفًا عند الإمام، فله حديث آخر صحيح جيد الإسناد، وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة ابن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبي على شماله في الصلاة تحت السرة -انتهى -.

وهذا حديث صحيح؛ لأن فيه رجالا كلهم ثقات: الأول: وكيع، قال الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب : إن وكيع بن جراح قال في حقه أحمد بن حنبل: إنه ما رأيت أوعى للعلم من وكيع، ولا أحفظ منه، وقال أحمد ابن سهل: كان وكيع إمام المسلمين في وقته، وقال ابن معين: ما رأيت أفضل من وكيع كان يستقبل القبلة ويحفظ الحديث، ويقوم الليل ويسرد الصوم ويفتى بقول أبي حنيفة.

والثاني: موسى بن عمير قال الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال": موسى بن عمير العنبري التميمي الكوفي، قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة، وقال الحافظ بن الحجر: إنه ثقة.

والثالث: علقمة بن وائل ، قال الذهبي في "ميزان الاعتدال": علقمة بن وائل بن حجر صدوق -انتهى - وقال الحافظ بن حجر: ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: إنه كان ثقة، وقال الشيخ قاسم قطلوبغا الحنفى في "تخريج أحاديث الاختيار" بعد ما أخرج فيه هذا الحديث ناقلا من "مصنف ابن أبي شيبة": إن هذا سند جيد ووكيع أحد الأعلام، وموسى بن عمير وثقه أبو حاتم وأخرج له النسائي وعلقمة، وأخرج له البخاري في رفع اليدين، ومسلم في صحيحه والأربعة، ووثقه ابن حبان، فهو الشاهد لحديث على رضى الله عنه المقدم ذكره، فهذا حديث صحيح سندا ومتنا تقوم به الحجة، وهو مذهب سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي إسحاق

# ويَستَعِيذُ بِاللهِ (') مِنَ الشَيطَانِ الرَجِيمِ، ويَقرَأُ (') بِسمِ اللهِ الرَحمَنِ الرَحِيم، ويُسرّبِم مَا ('') ثُمّ

المروزى. ومذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى الوضع فوق الصدر، وله أيضًا حديث صحيح فى هذا الباب، لكن إمامنا رجح حديث تحت السرة، وهو رجح حديث فوق الصدر، وكلاهما على الحق، والطاعن لأحد منهما فاسق ملعون عند الله وعند الناس. وأمّا متى يضع؟ فعند محمد عند القراءة، وفى ظاهر الرواية المذهب يضع كما يرفع يديه بعد التكبير فيعتمد، قال فى "الهداية": الأصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه، وما لا فلا هو الصحيح، فيعتمد فى حالة القنوت وصلاة الجنازة، ويرسل فى القومة من الركوع وبين تكبيرات العيد -انتهى الصحيح، فيعتمد فى حالة المفورة "و"شروح الترمذي الشريف" ومن أراد التفصيل، فليرجع إلى المطولات.

(٣) قوله: "ثم يقول: سبحانك [أى أسبح] اللهم. . . إلخ "لقوله تعالى: ﴿وَسَبَحْ بِحَمد رَبّكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ واعلم أنه إذا افتتح المؤتم الصلاة بعد ما شرع الإمام في القراءة لا يأتي بالثناء ، بل يسمع وينصت لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرئَ القُرآنُ فَاسَتَمعُوا لَه وَأَنصتُوا ﴾ ، وقيل: يأتي بالثناء بين سكتات الإمام كلمة كلمة ، هكذا في "تعالى: ﴿وَإِذَا قُرئَ القُرآنُ فَاسَتَمعُوا لَه وَأَنصتُوا ﴾ ، وقيل للإمام والمأموم إلا إذا شرع الإمام في القراءة مسبوقًا ، أو مدركًا جهر الإمام أو لا ، وفي الشرنبلالية: أدرك الإمام في الركوع يحرم قائمًا ويركع ويترك الثناء ، وإن أدركه في السجود يأتي به بعد التحريمة ويسجد ، وكذا لو أدركه في القعدة .

(١) قوله: "ويستعيذ بالله" أى مطلقًا سواء كان إمامًا أو منفردًا، وقال مالك: لا يأتى الإمام بالتعوذ ولا بالثناء؛ لحديث أنس رضى الله عنه: كنا نصلى خلف رسول الله في وأبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم، فكانوا يستفتحون الصلاة بـ الحُمدُ لله رَبّ العَالَمينَ ﴾ وفى رواية: "بأم القرآن". ولنا حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله أن النبى في كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

ثم اعلم أن الاستعادة تبع للقراءة أو الثناء؟ قال أبو يوسف: إنه تبع للثناء، لأن الأمر بالاستعادة عند افتتاح القراءة لدفع الوسوسة، وهو عند افتتاح الصلاة أعم، وعند محمد تبع للقراءة، لأنه مشروع لأجل القراءة لا لأجل الثناء عملا بظاهر النص، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القُرآنَ فَاستَعِدْ بِاللهِ مِنَ الشّيطَانِ الرّجِيمِ﴾ أى إذا أردت قراءة القرآن، وأبو حنيفة مع محمد، والمختار قول الطرفين، كذا في "فتح المعين"، وقال في "الجوهرة": وفائدة الخلاف أنه لا يأتي به المقتدى عندهما، لأنه شرع لافتتاح القراءة، ولا قراءة عليه، وعند أبي يوسف: يأتي به لأنه تبع للثناء.

(٢) قوله: "ويقرأ" أى غير المؤتم بعد التعوذ، وروى الحسن عن أبى حنيفة: أنه لا يأتى بها إلا فى الركعة الأولى، لأنها ليست من الفاتحة، وإنما هى للافتتاح، فيختص بالركعة الأولى كالتعوذ، وروى المعلى أنه يأتى بها فى كل ركعة، وهو قولهما، لأن التسمية وإن لم تجعل من الفاتحة قطعًا، لكن خبر الواحد يوجب العمل، فصارت من الفاتحة عملا، وأما عند رأس كل سورة فلا يأتى بها عند الشيخين، وقال محمد: يأتى بها احتياطًا، كذا فى "فتح المعين"، والصحيح أنه يؤتى بها فى كل ركعة مرة، ولا يؤتى بها بين السورة والفاتحة إلا عند محمد، فإنه يؤتى بها فى صلاة المخافتة. (الجوهرة)

(٣) قوله: "ويسر بهما" لقول ابن مسعود رضى الله عنه: " أربع يخفيهن الإمام"، وذكر من جملتها التعوذ والتسمية وآمين، وإذا ثبت للإمام هذا فللمأموم بالأولى، وقال الشافعي تجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة، لأنه الله الله الله الله عنهم. وكان عمر وعثمان وعلى يجهرون بها رضى الله عنهم.

ولنا ما روى عن أنس قال صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدًا

يَقرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ(١)، وسُورَةً مَعَهَا، أُوثَلاثَ آيَاتِ مِن أَى سُورَةِ شَاءَ (٢)، وإذَا قَالَ الإمَامُ:
﴿ وَلَا الْضَالَيْنَ ﴾، قال: آمينَ (٣) ويقُولُهَا السمُؤتَم ويُخَفِيهَا (١)، ثُمّ يُكَبّرُ (٥) ويَركَعُ (٢)، ويَعتَمِدُ

منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو هريرة رضى الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام لا يجهر بها، وما رواه لا دلالة فيه على الجهر، أو يحمل على أنه كان يجهر بها أحيانًا للتعليم، كما كان يجهر أحيانًا بالقراءة في الظهر تعليمًا، وما روى عن عمر وعلى وعثمان رضى الله عنهم، قال ابن عبد البر: الطرق عنهم ليست بالقوية، يعنى أحاديث الجهر لم تثبت. (فتح المعين)

- (١) قوله: "ثم يقرأ فاتحة الكتاب [سميت فاتحة الكتاب؛ لأنه يفتتح بها القراءة. (الجوهرة)]. . . إلخ "أى يقرأ الفاتحة بعد التسمية وجوبًا، وعند الشافعي فرضًا، كذا في "الطائي".
- (٢) قوله: 'وسورة معها، أو ثلاث آيات. . . إلخ "وسورة منصوب إما على العطف أو على أنه مفعول معه، وكلتاهما واجبتان، لكن الفاتحة أوجب حتى يؤمر بالإعادة بتركها دون السورة، وقوله أو ثلاث آيات أى قصار أو آية طويلة عوض السورة، وإذا كانت الآية طويلة تعدل ثلاث آيات قصار انتفت كراهة التحريم، ولا تنتفى كراهة التنزيه إلا بالمسنون. (فتح المعين والعيني والطائي)
- (٣) قوله: "وإذا قال الإمام: ﴿وَلا الضّالِّينَ﴾ قال: آمين [لقوله عليه السلام: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». (الفاتح)]" أي قال الإمام: آمين خفية، والضالون هم النصاري، والمغضوب عليهم اليهود. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "يخفيها" وفي بعض النسخ: يخفونها، وهو الظاهر الموافق لمذهبنا، وتوجيه يخفيها أنه يخفي كل واحد من الإمام والمقتدي والمنفرد. اعلم أن هذه المسألة معركة الآراء بين العلماء والفضلاء والتحقيق هو الذي ذهبوا إليه الحنفية؛ لأن آمين بمعنى استجب وهو دعاء، والأصل في الدعاء الإخفاء والتحقيق في موضعه، ولقول ابن مسعود أربع يخفيهنّ، ومن جملتها التعوذ والتسمية وآمين. ولما روى علقمة بن وائل عن أبيه: "أن النبي عليَّ قرأ ﴿غَيرِ الْمَغضُوبِ عَلَيهمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقال: آمين، وخفض بها صوته "، وروى أحمد وأبو يعلي والطبراني والدارقطني والحاكم في المستدرك من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه: "أنه صلى مع رسول الله ﷺ فلما بلغ ﴿غَيرِ الْمَغضُوبِ عَلَيهمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين، وأخفى بها صوته. وما روى الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكسائي ثنا على بن معبد ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعيد عن أبي وائل قال: "كان عمر وعلى لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا بالتعوذ ولا بآمين "يؤيد ذلك، لأن فعل الخلفاء سنة، لقوله عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين»، أو كما قال رسول الله ﷺ. وما روى عن وائل بن حجر، قال: "سمعت النبي ﷺ قرأ ﴿غَيرِ الْمُغضُوبِ عَلَيهمْ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ فقال: آمين، ومدبها صوته، لا ينافي الخفض، لأن المد لا يدل على الجهر، بل المراد بالمد الإطالة، كذا في شرح ابن سيد الناس على الترمذي مع التغيير اليسير، ويدل على هذا المعني فعل الأكابر من الصحابة، كما روى الطبراني في "تهذيب الآثار"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": أن عمر وعليّا كانا يخفضان بهما صوتهما، كما روينا من قبل. ولايقال: في حقهما أنهما لم يطلعا على الجهر، وسلكا مسلك خلاف النبي ﷺ معاذ الله من ذلك، ولو سلم أن معنى المد الرفع لا يثبت به الجهر، لأن الرفع لا يستلزم الجهر، وأيضًا ما روى فيه الرفع وارتجاج السجد بالصوت فليس حديثًا صحيحًا، لأن رواية "يرفع بها صوته" رواها أبو

بِيَدَيه عَلَى رُكبَتَيه (۱)، ويُفَرِّجُ أَصَابِعَه (۲)، ويَبسُطُ ظَهْرَه، ولا يَرفَعُ رَأْسَه ولا يَنكُسُه (۳).

## ويقُولُ في رُكُوعِه: سُبحَانَ رَبّيَ العَظِيمِ ثَلاثًا ('')، وذَلِكَ أَدْنَاهُ، ثُمّ يَرفَعُ رَأْسَه، ويقُولُ: سَمعَ اللهُ لَمَن حَمدَه (°)، ويقُولُ الْمَؤتَمّ: رَبّنَا لَكَ الْحَمدُ (۲)، فَإِذَا اسْتَوَى قَائمًا كَبّرَ (۷)، وسَجَدَ

داود، وفي إسناده عبد الجبار بن وائل بن حجر يروى عن أبيه وائل، وسماعه عن أبيه ليس بثابت، صرح به الترمذي في كتاب الحدود، فعلى هذا حديث الرفع منقطع، والمنقطع ليس بحجة عند المحدثين، وحديث يرتج به المسجد رواه ابن ماجه، وفي معناه وإسناده مقال، أما في المعنى فلأن المسجد النبوى كان عريشًا (في الهندي العريش: چهيّر) فلا يستقيم معنى الارتجاج في العريش والارتجاج لا يحصل بدون القبة والبناء المشيد، وأما الكلام من حيث الإسناد فلأن في إسناد حديث ابن ماجه بشر بن رافع وهو ضعيف ضعفه البخاري والترمذي والنسائي والإمام أحمد وابن معين وغيرهم من المحدثين، وتضعيفه مبسوط في كتب الرجال فمن شاء فليرجع إليها.

- (٥) قوله: "ثم يكبر" ويحذر من المد في التكبير، ولا يطوله، لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين لكونه استفهامًا، وهو كفر، وفي آخره لحن من حيث اللغة. وفي "النهاية": هذا لا يخلو إما أن يكون مفسدًا، وإما أن يكون خطأ، فإن قال: آلله بمد الهمزة، فهذا يفسد الصلاة، وإن تعمد يكفر، لأنه شك، وأما إذا خلل الألف بين اللام والهاء فهذا لا يضره، لأنه إشباع، ولكن الحذف أولى، وأما إذا مد الهمزة من أكبر، تفسد أيضًا، لمكان الشك، وإن مدما بين الباء والراء، بأن وسط الفاء بينهما، قال بعضهم: تفسد، وقال بعضهم: لا تفسد، وتجزم الراء من أكبر، وإن كان أصله الرفع بالخبرية، لأنه روى عن إبر اهيم موقوفًا عليه، ومرفوعًا إلى النبي بين أنه قال: اللأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم». (الجوهرة)
  - (٦) لأن النبي عليه السلام كان يكبّر عند كل خفض ورفع.
- (١) لقول عليه السلام لأنس رضى الله عنه: "إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك". (الفاتح)
- (٢) قوله: "ويفرج أصابعه" أى أصابع يديه ليكون أمكن في اخذ الركبتين، فإن الأخذ والتفريج سنة، ولا يندب التفريج إلا في هذه الحالة، ولا الضم إلا في السجود، ولتقع رؤوس الأصابع متوجهة إلى القبلة، وفيما وراء ذلك تترك على العادة، وتفريج الأصابع سنة الركوع للرجال لا للنساء، وينبغي أن يراد مجافيًا عضديه ملصقًا كعبيه مستقبلا أصابعه، فإنها سنة، كذا في "الفتح"، والأحسن أن يكون فرجة بين رجليه مقدار أربع أصابع، وإن زاد لا بأس به.
- (٣) قوله: "ويبسط ظهره [لأنه عليه السلام كان إذا ركع بسط ظهره] ولا يرفع رأسه ولا ينكسه" روى أنه عليه السلام كان يعتدل في ركوعه بحيث لو وضع على ظهره قدح ماء لم يهرق. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "ثلاثًا" لقوله ﷺ: «إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثًا»، وذلك أدناه، أي أدنى كمال الجمع، أو أدنى كمال السنة، وترك الثلاث مكروه، وكلما زاد، فهو أفضل للمنفرد بعد أن يكون الختم على وتر، وأما الإمام فلا يزيد على وجه يمل القوم. (الجوهرة وفتح المعين)
- (٥) قوله: "ويقول: سمع الله لمن حمده" أي الإمام يقول: سمع الله لمن حمده فقط، لقوله عليه السلام: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد»، قسم بينهما، وهي تنافي الشركة، فلا يقول الإمام:

# واعتَمكَ بِيَدَيهِ عَلَى الأرْضِ، ووَضَعَ وَجهَه بَينَ كَفّيه "، وسجَدَّ عَلى أَنفِه وجَبهتِه"، فإن اقتَصرَ عَلَى أُخدهما جَازَعندَ أبى حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى "".

ربنا ولك الحمد، ولأنه لو كان الإمام يقولها لوقع تحميده بعد تحميد المأموم، وهذا خلاف موضع الإمامة، وأما المنفرد فإنه يجمع بينهما على الأصح، وقالا: يقوله الإسام: سراً، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما، ولأنه حرض غيره، فلا ينسى غيره، وقال الشافعي رحمه الله: يأتي الإمام والمأموم بالذكرين، لأن المؤتم يتابع الإمام فيما يفعل، وسمع بمعنى قبل، يقال: سمع الأمير كلام فلان، أي قبله، وهو دعاء لقبول الحمد، واللام في "لمن" للمنفعة، والهاء في حمده للسكتة والاستراحة، وقيل: هاء الضبير. (فتح المعين والهداية)

- (٦) لقوله عليه السلام: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد».
- (٧) قوله: "فإذا استوى قائمًا كبر" لما روينا أن النبي بيخ كان يكبر عند كل رفع و خفض، وأما الاستواء قائماً فليس بفرض، هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وأما عند أبي يوسف: فهو فرض و اعتمد" أي في حالة سجوده، لأن وائل بن حجر وصف صلاة رسول الله بها: فسجد وادّعم على راحتيه ورفع عجيزته (الجوهرة وفتح المعين)
- (١) قوله: "وضع وجهه بين كفيه . . . الخ" لأن آخر الركعة معتبر بأولها، فكما يجعل رأسه بين يديه في أول الركعة عند التحريمة فكذا في اخرها، كذا في النهاية"، ولما روى أن النبي على كان إذا سجد وضع يديه حذا أذنيه -انتهى ويوجه أصابع يديه نحو القبلة في سجوده . (الجوهرة)
- (۲) قوله: "وسجد على أنفه وجبهته" هذا هو السنة، لأن النبي تشخ واظب عليه، فروى عن عبد الجبار عن أبيه وانل رفعه أنه قض كان يضع أنفه على الأرض مع جبهته، وفي حديث أبي حميد الساعدي رضى الله: ثم سجد فآمكن أنفه وجبهته من الأرض. وروى ابن عباس رضى الله عنه رفعه قال: لا صلاة لن لا يعسب أنفه س الأرص ما يصيب الجبين. أخرجه الدارقطني رواية ثقات، وقال الشافعي: السجود بهذه الكيفية فرض، لقوله عبيه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من لم يحس جبهته على الأرض. وهو عندنا محمول على نفى الكمال أو التهديد كما في قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، ووضع جميع أطراف الجبهة ليس بشرط بالإجماع، فإذا اقتصر على بعض الجبهة جاز، وإن قل لكن ينبغي وضع أكثرها للمواظبة، وضه صلب من الأنف مع الجبهة في السجود واجب، كذا في "الفتح و" المستخلص وغيرهما.
- (٣) قوله: "فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: لا يجوز . . . إلخ وله ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ين قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده عبى أفله واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولانكفت الثياب ولا الشعر "الحديث رواه مسلم، ولأن السجود يتحقر بوضع بعض الوجه، وهو المأمور، والخد والذقن خارجان عن الوجه بالإجماع، وبوضع الأنف يحصل بعض الوجه، والمشهور في الرواية الوجه دون الجبهة، وفي رواية عنه أنه لا يجوز الاقتصار على الأنف، وبه قالا، وعليه الفتوى، وعلى الجبهة دون الأنف جانز بالاتفاق، والسجود عبى الجبهة فرض عندهد نقول عيد الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وعد منها الجبهة، ولو كان الأنف محل السجود لذكره، فصار كالذقن والخد، كذا في "العيني" و "فتح المعين وغيره، وقال في الجوهرة : وإن وضع جبهته وحده دون الأنف جاز، وكذا لو وضع أنفه و بالجبهة عذر، فإنه يجوز، ولا يكره لأجل العذر، وإن له يكن بالجبهة عذر جاز عند أبي حنيفة، ويكن بالجبهة عذر الأنه في غيره إلا أنه في

# وقالا: لا يَجُوزُ الاقتصارُ عَلَى الأنْف إلا مِن عُدْرٍ، فَإِن سَجَدَ عَلَى كَورِ عِمَامَتِه (١) أو عَلَى فَاضِلِ تَوبِه جَازَ (١) ، ويُرجَه أصابِع

حال العذر يومئ، لأن وضع الخد لا يتأتى إلا بالانحراف عن القبلة، وذا لا يجوز عند أحد، ثم السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب عندنا خلافًا لزفر، وقال أبو اللبث: السجود على الركبتين فرض، وعلى اليدين ليس بفرض. ومن شرط جواز السجود أن لا يرفع قدميه فيه، فإن رفعهما في حال سجوده لا تجزئه السجدة، وإن رفع أحدهما، قال في حديثه: يجزئه مع الكراهة، ولو صلى على الدكان، وأدلى رجليه عن الدكان عند السجود لا يجوز، وكذا على السرير إذا أدلى رجليه عنهما لا يجوز.

(۱) قوله: "فإن سجد على كور عمامته" وكورها دورها، يقال: كور عمامته إذا أدارها على رأسه، أنه جاز على كور العمامة، لأن النبي على كان يسجد على كور عمامته، وقال الشافعي رحمه الله: لا تجوز السجدة بكور العمامة لقوله عليه الصلاة والسلام: "مكّن جبهتك وأنفك من الأرض"، ولنا حديث أنس رضى الله عنه قال: "كنا نصلى مع النبي على في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه فيسجد عليه". وورد أنه على صلى في ثوب واحد متوشعًا به يتقى بفضوله حر الأرض وبردها. وما رواه لا ينافى ما قلنا، لأن التمكين يوجد معه، إذ لا يشترط مماسة الأرض بها إجماعًا. ولو سجد على كفه وهي على الأرض جاز على الأصح، وعلى فخذه من غير عذر لا يجوز، وعلى ركبتيه لا يجوز مطلقًا، ولو سجد على ظهر من قي صلاته يجوز، وعلى المحدور، واعلى شيء لا يدرك حجمه لا يجوز، والمسجد على شيء لا يدرك حجمه لا يجوز، كالقطن المحلوج والثلج والتبن ونحو ذلك، فإن سجد على الحنطة والشعير جاز، وعلى الذرة والدخن لا يجوز، فإن كانت هذه الأشياء في الجوالق جاز في جميعها، كذا في منية المصلى، كذا في "الجوهرة" و"العيني" و"فتح المعين".

(٢) قوله: "أو على فاضل ثوبه جاز "لأنه ﷺ صلى في ثوب واحد متوشحًا به يتقى بفضوله حر الأرض وبردها.

(٣) قوله: "ويبدى ضبعيه [أي يُظهِرِهما، وهو من الإبداء بمعنى الإظهار]" لقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر رضى الله عنهما: وأبد ضبعيك عن جنبيك».

والضبع -بسكون الموحدة- وسط العضد بلحمه ، أي يباعدهما من جنبيه ، وهذا إذا لم يؤذ أحدًا أما إذا كان في الصف لا يفعل ، وأما المرأة فلا تفعل . (العيني والمستخلص والجوهرة)

(٤) قوله: "ويجافى بطنه عن فخذيه" لحديث ميمونة رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جافى بين يديه حتى إن بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت، والبهمة -بفتح الموحدة وسكون الهاء- الأنثى من صغار ولد الشاة، والحكمة في المجافاة إظهار كل عضو بنفسه، وأنه غير معتمد على غيره في أداء الخدمة، وقيل: إن كان في الصف لا يجافى حذرًا من إضرار الجار، كذا في "العيني" و"فتح المعين".

وأما المرأة فتخفض وتلصق بطنها بفخذيها، والمرأة تخالف الرجل في عشرة مواضع، ترفع يديها عند التحريمة إلى منكبيها، وتضع يمينها على شمالها تحت ثدييها، ولا تجافى بطنها عن فخذيها، ولا تبدى ضبعيها، وتجلس متوركة في التشهد، ولا تفرج أصابعها في الركوع، ولا تؤم الرجال، وتكره جماعتهن، وتقف الإمامة وسطهن، ولا تنصب أصابع القدمين في السجود، ولا تجهر في موضع الجهر، والأمة كالحرة في جميع ذلك إلا

رجْلَيْه نَحوَ القبلَة (١).

ويقُولُ في سُجُوده: سُبحَانَ رَبّى الأعلَى ثَلاثًا، وذَلِكَ أَدْنَاهُ (١) ثُمّ يَرفَعُ رَأْسَه (١) ويُكَبّرُ، وإذَا اطْمَأْنَ جَالِسًا كَبّرَ (١) وسَجَدَ، فَإِذَا اطْمَأْنَ سَاجِدًا كَبّرَ، واستَوَى قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيه (٥)، ولا يَقعُدُ ولا يَعتَمِدُ بِيَدَيهِ عَلَى الأرْضِ (١)، ويَفعَلُ في الرَكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ما فَعَلَ قَدَمَيه (٥)،

في رفع اليدين عند الافتتاح، فإنها فيه كالرجل. (الجوهرة)

(۱) قوله: "ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة" وكذلك أصابع يديه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد العبد يسجد كل عضو منه. فليوجه من أعضاءه إلى القبلة ما استطاع، ويعتدل في سجوده، ولا يفترش ذراعيه، ويضم فخذيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه». (الجوهرة والفتح والمستخلص)

(٢) قوله: "ثلاثًا وذلك أدناه [أى أدنى كمال الجمع، أو أدنى كمال السنة، أو أدنى تسبيحات السجود]" لما في الحديث أنه قال على ثلاث مرات، وذلك أدناه، كذا في "الحديث أنه قال على "الجوهرة": والأوسط خمس، والأكمل سبع، قال الثورى: يستحب أن يقولها الإمام: خمسًا ليتمكن المقتدى من ثلاث، فإن نقص عن الثلاث وتركه أصلا جاز ويكره.

(٣) قوله: "ثم يرفع رأسه [لأنه عليه السلام كان يكبر عند كل خفض ورفع]" اختلف في مقدار الرفع، فروى عن أبي حنيفة: أنه إذا كان إلى الجلوس أقرب جاز، وإن كان إلى الأرض أقرب لم يجز.

وقال محمد بن سلمة: إن رفع رأسه بحيث لا يشكل على الناظر أنه قد رفع يجزئه، وقيل: إذا زايلت جبهته الأرض بحيث يجرى الريح بين جبهته وبين الأرض ثم عاد جاز عن السجدتين، والصحيح المعتمد هو الأول، وليس في هذا الجلوس ذكر مسنون عندنا. (الفتح والعيني والجوهرة)

(٤) قوله: "وإذا اطمأن جالساً [لقوله عليه السلام في حديث الأعرابي: "ثم ارفع رأسك حتى تستوى جالساً"] كبر" الطمأنينة في سائر الأركان واجبة عندهما، وقال أبو يوسف فرض، وبوجوبها قال الكرخي، وعن الجرجاني أنها سنة، كذا في "الجوهرة". اعلم أن الاطمئنان في الأركان واجب، لأنه شرع لتكميل ركن مقصود، بخلاف القومة بعد رفع الرأس من الركوع والجلسة بين السجدتين، لأنهما شرعتا للفرق بين الركنين، وتكرار السجدة ثبت بفعل الرسول على المنقول عنه تواتراً. (فتح المعين)

#### (٥) معتمدًا بيديه على ركبتيه.

(٦) قوله: "ولا يقعد ولا يعتمد... إلخ "وبه قال مالك وأحمد، وقال الشافعي: يجلس جلسة خفيفة، ويعتمد بيديه على الأرض، لما فعله عليه الصلاة والسلام. قلنا: هو محمول عندنا على حالة الكبر، كما يدل عليه الأحاديث الصحيحة، ولهذا فعله ابن عمر رضى الله عنهما، ثم اعتذر، فقال إن رجلي لا يحملاني، ولو كانت مشروعة لشرع التكبير عند الانتقال منها إلى القيام، ولأن هذه قعدة استراحة، والصلاة ما وضعت لها، وأيضًا روى أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان ينهض على صدور قدميه. (العيني والفتح والجوهرة وغيرها)

فَى الأُولَى (')، إلا أنّه لا يَستَفتحُ ولا يَتَعَوّذُ (')، ولا يَرفَعُ يَدَيه إلا فى التَكبِيرَة الأُولَى '')، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَه من السَجْدَة الثَّانِيَة فى الرَكْعَة الثَّانِيَة، افتَرَشَ رِجْلَه اليُسْرَى (')، فَجَلَسَ عَليهَا، ونَصَبَ اليُمنَى نَصْبًا، ووَجَّهُ أَصَابِعَه نَحَوَ القَبلَة '')، ووَضَعَ يَدَيه عَلَى فَخِذَيه، ويَبسُطُ أَصَابِعَه '')، ثُمَّ يَتَشَهَدُ (')، والتَشَهَدُ أَن يقُولَ ((۱): التّحيّاتُ ((۱) للهُ والصَلَوَاتُ ((۱) والطَيّبَاتُ ((۱) التّحيّاتُ (۱) اللهُ والصَلَوَاتُ ((۱) والطَيّبَاتُ ((۱) التّحيّاتُ (۱) اللهُ والصَلَوَاتُ ((۱) والطَيّبَاتُ (۱) التّحيّاتُ (۱)

(٣) قوله: "ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى" وقال الشافعي: يرفع يديه أيضاً عند الركوع وعند الرفع مه، وبنا قول ابن مسعود رضى الله عنه: صبيت مع رسول الله يحير وأبي بكر وعمر رضى الله عنهم، قدم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة. وعن جابر رضى الله عنه قال: خرج عليه الصلاة والسلام علين، وقال: سلى أركم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. ولئن سلمنا وقوع الرفع منه عليه الصلاة والسلام عند الركوع والرفع منه فنقول: إنه منسوخ، كما في أشرح المجمع . وأيضاً قال ابن الزبير أنه قال في ابتداء الإسلام. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة واستفبال البيت والطوة والموقين والجمرين والقنوت والعيدين"، كذا في الكرخي، وقد نظم الشاعر:

ارفع يديك لدى التكبير مفتتحًا وقانتًا وبه العيدان قد وصفا وفي استلام كنذا في سروة وصفا

والمراد من الوقوفين في الشعر الثاني العرفات والمزدلفة، ومن الجمرتين الأولى والوسطى، وصفة الرفع فيها مختلفة، ففي التحريمة والقنوت والعيدين حذاء أذنيه، وفي الاستلام والرمى حذاء منكبيه غير أنه يجعل باطنهما نحو الحجر في الاستلام ونحو الكعبة في الرمى، وفي ما عدا ذلك يرفع نحو إبطيه باسطًا كفيه، فتكون بينهما فرجة، وإن قلت كالداعي، ومسح اليدين على الوجه عقيب الدعاء سنة، والرفع في غير هذه المواضع مكرود. (المسكين والجوهرة)

(٤) قوله: "افترش رجله اليسرى... الخ" لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك كما روى عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي المحينة كان إذا فعد فرش رجله اليسرى وقعد عليها، ونصب رجله اليمنى"، وعن أنس فني الله عنه: أن الذي الله نهى عن التورك -وهو: أن يضع اليتيه على الأرض، ويخرح رجليه إلى ألحانب الأعن - "وما احتج به الشافعي ومالك في توركه عليه الصلاة والسلام فمحمول على ضعفه وكبر سنه، وكذا ينترش بين السجدتين، كذا في "الفتح" و المستخلص".

والمرأة تتورك أي تخرج رجليها من جانبها الأيمن، وتمكن وركها من الأرض، لأنه أستر لها، لأنه عليه الصلاة والسلام مرعلي امرأتين تصليان، فقال: «إذا سجدتما ضميا بعض اللحم إلى بعض»، والمقصود للشارع الستر للمرأة في الجميع. (الطائي وغيره)

<sup>(</sup>١) أي من القيام والقراءة والركوع والسجود.

<sup>(</sup>٢) لأنهما لم يشرعا إلا مرة واحدة.

<sup>(</sup>٥) هكذا وصفت عانشة قعود رسول الله يتي في الصلاة. (العيني)

<sup>(</sup>٦) قوله: ويبسط أصابعه [نحو القبلة]" ويفرق بين أصابعه، ثم هذه القعدة سنة لو تركها جازت صلاته،

ويكره أنَّ يتركها متعمدًا، فإن تركها ساهيًا وجب عليه سجود السهو، كذا في "الجوهرة".

والقعدة الأولى واجبة عندنا، وأكثر مشايخنا يطلقون عليها اسم السنة، إما لأن وجوبها ثبت بالسنة، أو لأن المؤكدة في معنى الواجب، وهذا يقتضي رفع الخلاف بين المشايخ، والمراد بالأول غير الأخير .

واعلم أن في إطلاق بسط الأصابع إيماء إلى أنه لا يشير بالسبابة عند الشهادتين عاقد الخنصر والتي تلبها محلقًا الوسطى والإبهام، وعدم الإشارة خلاف الرواية والدراية، ففي مسلم كان النبي ترزيشير بإصبعه التي تلى الإبهام، قال محمد: ونحن نصنع بصنعه عليه السلام. وفي "المجتبي": لما اتفقت الروايات وعلم من أصحبنا جميعًا كونها سنة، وكذا عن الكوفيين والمدنيين، وكثرت الأخبار والآثار، كان العمل بها أولى، وهو الأصح، وما في الخلاصة الكيداني فهو غلط خلاف الروايات، نعم قال الحلواني: يقيم الإصبع عند النفي، ويضعه سند الإثبات، واختلف في وضع اليد اليمني، فعن أبي يوسف: أنه يعقد الخنصر والبنصر، ويحلق الوسطى والإبهام، وفي "در البحار": المفتى به عندنا أنه يشير باسطًا أصابعه كلها. وجاء في الأخبار: وضع اليمني على صورة عفد ثلاثة وخمسين أيضًا. (الفتح والعيني وغيره)

(٧) قوله: "ثم يتشهد هذا من قبيل إطلاق اسم البعض على الكل واختلفوا في هذا التشهد، فقيل: إنه واجب كالقعدة، وهو الصحيح، وقيل: سنة، ولا خلاف في التشهد الثاني أنه واجب، والتوفيق قد سر. (الجوهرة وغيرها)

(٨) قوله: "والتشهد أن يقول. . . إلخ" هذا تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإنه قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي وعلَّمني التشهدكما يعلمني سورة من القرآن، وقال: التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى أخره. وقال الشافعي رحمه الله يتشهِّد بتشهِّد ابن عباس رضي الله عنهما وهو أن يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلاالله وأشهد أن محمدًا رسول الله. والمعروف في الكتب الستة الصحيحة تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولم يخرج تشهدابن عباس أحد ممن التزم الصحة، وكل من رواه، يرويه على خلاف قول الشافعي مع ضعف كل رواياته. وتشهد ابن مسعود رضي الله عنه يترجح عليه بوجوه: الأول: أنه لا اضطراب فيه الثاني: اشتماله على واو العطف فكان ثناء متعدّدًا. الثالث: تعريف اللام المقتضى للاستغراق. الرابع: تعليم الصديق رضي القتعالي عنه تشهدابن مسعود رضي الله عنه على المنبر كتعليم القرآن. الخامس: عمل أهل العلم والنقل به، ولم يعسل بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما غير الشافعي وأتباعه . السادس : أمره ﷺ ابن مسعود رضي الله عنه أن يعلمه الناس، والأمر للوجوب، فلا ينزل عن الاستحباب. السابع: أخذه عليه السلام بكف ابن مسعود رضي الله عنه بين كفيه حين علمه، ففيه زيادة اهتمام واستثبات. الثامن: كونه مرويًا في الصحاح. التاسع: كون رواياته خالية عن الضعف. العاشر: تشديد عبدالله بن مسعود على أصحابه حين أخذ عليهم الواو في الصلوات، والألف في السلام عليك، والتحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات البدنية، والطيبات العبادات المالية، أي كلب لله لا لغيره. قيل: إن جبرئيل عليه السلام أمر النبي ﷺ ليلة الإسراء أن يحيى ربه بهذه التحية، فحيى ربه، فأكرمه الله تعالى بثلاث مقابلة الأول السلام عليك أيها النبي، والثاني رحمة الله، والثالث وبركاته، يعني زيادة الخيرات، فأحب عليه السلام إعطاء سهم من هذه الكرامة لأمته، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فأجاب جبريل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. (النتح ملخَّصًّا).

ومن اللطائف المناسبة للمقام ما حكى أن أعرابيًا دخل على أبي حنيفة وهو جالس مع أصحابه، فقال: بواو أم بواوين؟ فقال أبو حنيفة: بواوين، فقال: بارك الله فيك كما بارك في لا ولا، فلم يعلم أحد من الأصحاب السلامُ عَلَيكَ (١) أَيّهَا النّبِي ورَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه السلامُ عَلَينَا وعَلَى عَبَادِ الله الصالحينَ (٢) أَشْهَدُ أَن لا إله إلا اللهُ وأشهَدُ أَن مُحَمّداً عَبدُه ورَسُولُه، ولا يَزِيدُ عَلَى هذَا في القَعدَة الأولَى (٣)، ويَقرَأ في الرَكعَتينِ الأخْريينِ (٤) بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ (٥) خَاصّةً، فإذا جَلَسَ في آخِر

السؤال والجواب، فسألوه عن ذلك، فقال: سألنى عن التشهد، هل هو بواو واحدة كتشهد أبى موسى الأشعرى أم بواوين كتشهد ابن مسعود رضى الله عنهما؟ فقلت له: بواوين، فقال لى: بارك الله فيك كما بارك في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. (من "الجوهرة" وغيرها")

- (٩) أي العبادات القولية.
- (١٠) أي العبادات البدنية .
- (١١) أي العبادات المالية.
- (١) قوله: "السلام عليك . . . إلخ" أي ذلك السلام الذي سلمه الله عليك ليلة المعراج، فهذا حكاية عن ذلك السلام لا ابتداء السلام، ومعنى السلام أي السلامة من الآفات . (الجوهرة النيرة)
  - (٢) الصالح: هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد، والصلاح ضد الفساد. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "ولا يزيد [لقول ابن مسعود: "علمني عليه السلام التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد، وإن كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء ] على هذا في القعدة الأولى، ولأن والدليل على هذا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي على لا يزيد على التشهد في القعدة الأولى، ولأن الصلاة على النبي عليه السلام دعاء، فلا يأتي فيها كسائر الأدعية، كذا في الفاتح ". فإن زاد إن كان عامدًا كره، وإن كان ساهيًا فعليه السهو، واختلفوا في الزيادة الموجبة للسهو، روى عن أبي حنيفة إذا زاد حرفًا واحدًا، وقيل : إذا قال: اللهم صل على محمد، وقيل: لا يجب حتى يقول: وعلى آل محمد، واختلفوا في المسبوق إذا قعد مع الإمام في القعدة الأخيرة، قال بعضهم: لا يزيد على هذا، وقيل: يدعو، وقيل: يكرر التشهد إلى عبده ورسوله. وفي النهاية "المختار أنه يأتي بالتشهد وبالصلاة على النبي ولدعوات، وإذا كان على المعلى سجدتا السهو، وبلغ إلى عبده ورسوله، هل يصلى على النبي ويدعو؟ قال الكرخي: لا يزيد على عبده ورسوله، ويسلم ويأتي بالصلاة على النبي والدعوات في تشهد سجود السهو، وعلى قياس قول الطحاوى: يأتي به قبل سجود ويأتي بالصلاة على النبي والدعوات في تشهد سجود السهو، وعلى قياس قول الطحاوى: يأتي به قبل سجود السهو. (الجوهرة النبرة)
- (٤) قوله: "ويقرأ في الركعتين. . . إلخ "لما روى البخارى في "صحيحه" بإسناده إلى أبي قتادة أن النبي يَنَيَّة كان يقرأ في الأوليين بأم الكتاب، كذا في "غاية البيان"، وإن شاء كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بأم الكتاب، كذا في "غاية البيان"، وإن شاء تركها، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنها واجبة حتى يجب سجود السهو بتركها، والصحيح الأول حتى لو سبح ثلاثًا، أو سكت قدرها جاز، كذا في "الطائي" و "العيني"، وقال في "الجوهرة": وتكره الزيادة على ذلك وذلك سنة على الظاهر، وفي "الهداية": هو بيان الأفضل، وهو الصحيح.
  - (٥) وهي أفضل، وإن سبح أو سكت جاز.

# الصكلاة، جَلَسَ كما جَلَسَ في الأولَى (١)، وتَشَهّدَ (٢) وصَلّى عَلَى النبيّ بِإِن (٣)، ودَعَا (٤) بما

(۱) قوله: "جلس كما جلس [هذا احتراز عن قول الشافعي رحمه الله فإن عنده يتورك، كذا في الجوهرة"] في الأولى" يعنى إنه كما يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب بمناه في القعدة الأولى، فكذا في الثانية، وقال مالك: يتورك فيهما، وقال الشافعي: يتورك في الثانية، وقد روى أنه عليه السلام نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة، وهو حجة عليهما، كذا في "فتح المعين". قال في "الفاتح شرح القدوري": جلس كما جلس في الأولى، لأنها هيئة مسنونة، فلا يختلف كوضع اليدين على الفخذين.

(٢) قوله: "وتشهد" وهو واجب أعنى التشهد، وأما القعدة فهي فرض، كذا في "الجوهرة".

(٣) قوله: "وصلّى على النبى على النبى العربة ولا تبطل الصلاة بتركها عندنا، وقال الشافعي: قراءة التشهد والصلاة على النبى الخيرة فرضان حتى لو تركهما لا تجوز الصلاة ، كذا في "الجوهرة"، وصلى أى في القعدة الثانية بعد التشهد، بأن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهي مجيد، وبارك على محمد وعلى آل فحمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهي سنة عندنا، وعند الثلاثة: فرض، كذا في "العيني". فإن قلت: لم خص إبراهيم عليه السلام من بين سائر الأبياء والمرسلين صلوات الله على نبينا وعليهم بالذكر؟ قلت لوجهين: أحدهما: أن النبي على ليلة المعراج جميع الأنبياء والمرسلين، وسلّم كل نبي عليه ولم يسلم أحد منهم على أمته عليه السلام غير إبراهيم عليه السلام، فأمر النبي عليه في آخر الصلوات إلى يوم القيامة مجازاة على إحسانه.

والثانى: أن إبراهيم لما فرغ من بناء الكعبة حبس على أهله، فبكى إبراهيم عليه السلام ودعا، فقال: اللهم من حج البيت هذا من شيوخ أمة محمد على فهبه منى السلام، فقال أهله: آمين، ثم قال إسحاق عليه السلام: اللهم من حج هذا البيت من كهول أمة محمد على فهبه منى السلام، فقالوا: آمين، ثم وعت سائرة رضى الله عنها قالت: من اللهم من حج من شباب أمة محمد على فهبه منى السلام، فقالوا: آمين، ثم دعت سائرة رضى الله عنها قالت: من حج هذا البيت من نسوان أمة محمد على فهبها منى السلام، فقالوا: آمين، ثم دعت حاجرة رضى الله عنها فقالت: اللهم من حج هذا البيت من موالى الموالات من أمة محمد على فهبه منى السلام، فقالوا: آمين، فلما سبق منهم السلام أمرنا بذكرهم في الصلوات مجازاة على الإحسان منهم، كذا في الفاتح".

فإن قيل: إن المشبه به يكون أعلى، فيكون الصلاة على إبراهيم أعلى من الصلاة على النبي على اللجواب أنه لا يلزم أن يكون المشبه به أعلى، أو مساويًا، بل قد يكون أدنى كقوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُوره كَمشِكَاة فِيهَا مِصبَاح﴾ الآية، وسبب وقوعه كون المشبهة به مشهورًا، فهو من باب إلحاق غير المشهور بالمشهور، لا الناقص بالكامل. وأيضًا كمالات الأب والجد تكون كمالات للابن؛ لأن الابن ينسب إلى الجد والأب، وههنا أجوبة أخرى تركناها مخافة التطويل.

واعلم أن الصلاة عليه على أمر بها في السنة الثانية من الهجرة، وقيل: في ليلة الإسراء، والصلاة في القعدة الأخيرة سنة عندنا، وفرض عند الشافعي؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلّوا عَلَيه وسَلّمُوا تَسليْماً ﴾ والأمر للوجوب، ولا تجب خارج المصلاة، فتعينت في الصلاة، ولنا أنه عليه الصلاة والسلام علم الأعرابي فرائض الصلاة، ولم يعلم الصلاة على ما قال؛ لأن الصلاة، ولم يعلم الصلاة على ما قال؛ لأن الأمر يقتضى التكرار، بل تجب في العمر مرة، وقد وفينا بموجب الأمر بقولنا: السلام عليك آيها النبي، فلا تجب ثانيًا في ذلك المجلس، إذ لو وجب لما تفرغ لعبادة أخرى؛ لأن الصلاة عليه لا تخلو عن ذكر، عليه الصلاة ثانيًا في ذلك المجلس، إذ لو وجب لما تفرغ لعبادة أخرى؛ لأن الصلاة عليه لا تخلو عن ذكر، عليه الصلاة

شَاءَ مِمَّا يُشبِهُ أَلْفَاظَ القُرْآنِ (') والأدْعِيَةَ المَأْثُورَة ('')، ولا يَدعُو بما يُشبِهُ كَلامَ النَّاسِ ('')، ثُمَّ يُسَلَّمُ عَن يَسَاره مثلَ ذَلكَ، ويُجهرُ

والسلام، فيكتفى بمرة في مجلس، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يصلَ على في صلاته» محمول على نفى الكمال تطبيقًا. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على غير الأنبياء إلا على أله عليه الصلاة والسلام أثر ذلك، لأن فيه تعظيمًا له يخفي ومن سنن القعدة: رفع سبابته اليمني في التشهد عند أشهد أن لا إله إلا الله ، وهو المتى به . (الفتح وملا مسكين)

- (٤) قوله: "ودعاء [بعد الصلاة على النبي ﷺ (الطائي)]" لما حسنه الترمذي مرفوعًا، قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلاة المكتوبة، أي قبل الفراغ منها. (فتح المعين)
- (۱) قوله: "مما يشبه ألفاظ القرآن" أى بالأدعية الموجودة في القرآن مثل: ﴿رَبّنا لا تُؤَاخِلْنَا﴾ الآية. أو ﴿رَبّنا أَتَنا فِي الجُوهرة: لم يردبه ﴿رَبّنا أَتَنا فِي الدّنَيَا حَسَنَةً﴾ أو ﴿رَبّنا اغفر لِي وَلُوالدّيَ ﴾ الآية، كذا في فتح المعين"، قال في الجُوهرة: لم يردبه حقيقة التشبيه، لأن كلام العباد لا يشبه كلام الله تعالى، ولكنه أراد الدعوات المذكورة في القرآن: ﴿رَبّنا أَتَنا في الدّنَيَا حَسَنَةً . . . ﴾ إلى آخره، أو يأتي بمعناه، مثل: اللهم عافني واعف عنى واصبح أمرى، واصرف عنى كل شر، اللهم استعملني بطاعتك وطاعة رسولك وارحمني يا أرحم الراحمين -انتهى والمراد بالمشابهة أن يكون مثله في القرآن ويمنع سؤاله عن الناس. (الفاتح)
- (٢) قوله: `والأدعية المأثورة [لأنه عليه السلام قال لابن مسعود: "ثم اختر من الدعاء أطيبها وأعجبها"] يجوز نصب الأدعية عطفًا على القرآن، والمأثورة المروية عن النبي يحيج نحو: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، أعوذ بك من الشر كله يا ذا الجلال والإكرام، وعن أبي بكر الصديق رضى الله عنه قال: `يا رسول الله عنه علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم . (الجوهرة النيرة)
- (٣) قوله: "ولا يدعو بما يشبه كلام الناس" وكلامهم ما لا يستحيل سؤاله منهم، مثل اللهم اكسنى، اللهم زوجنى فلانة، فإن دعا به بعد الفراغ من التشهد لا تفسد صلاته، لأن حقيقة كلام الناس بعد التشهد لا يفسدها، فأولى وأحرى أن لا يفسدها بما يشبه، وهذان عندهما ظاهر، وكذا عند أبي حنيفة، لأن كلامه صنع منه، فيتم به صلاته لوجود الصنع، فكان بهذا الدعاء خارجًا من الصلاة لا مفسد لها، كذا في الجوهرة . وعند الشافعي ومالك كل ما ساغ الدعاء به خارج الصلاة، لا يفسد الصلاة، نحو أن يقول: اللهم زوجني فلانة، لقوله عليه ومالك كل ما ساغ الدعاء به خارج الصلاة، لا يفسد الصلاة، نحو أن يقول: اللهم زوجني فلانة، والسلام: إن الصلاة والسلام: والملح القدوركم. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولا دلالة فيما رواه أنه في الصلاة، فيحمل على الدعاء خارجها. (فتح المعين)
- (٤) قوله: "ثم يسلم عن يمينه . . . الخ " لما روى عن ابن مسعود أن النبي على كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيسر . والسلام عندنا واجب كما في الكنز، وعند الشافعي لفظ السلام فرض، لقوله على: وتحليلها التسليم . ولنا ما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يحد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم "، وفي رواية : «قبل أن يتكلم تمت صلاته» ، رواه

بالقَرَاءَةِ في الفَجْرِ<sup>(1)</sup>، وفي الرَكْعَتَينِ الأولَيَينِ مِنَ المَغرِبِ والعِشاء إن كَانَ إِمَامًا، ويُخْفِى القَرَاءَةَ فيما بَعدَ الأولَيَينِ <sup>(1)</sup>، وإن كَانَ مُنفَردًا <sup>(1)</sup>، فهُوَ مُخَيَّرٌ إن شَاءَ جَهَرَ وأسمَعَ نَفسَه <sup>(1)</sup>، وإن

أبوداود والترمذي، وما رواه لا يفيد إلا الوجوب، وقد قلنا: به، كذا في "العيني" و "فتح المعين".

والمعنى بالسلام أن من أحرم بالصلاة فكأنه غاب من الناس، لا يكلمهم ولا يكلمونه، وعند الفراغ كأنه رجع إليهم فيسلم، ولو سلم أولا عن يساره ناسيًا، أو ذاكرًا ليسلم عن يمينه، وليس عليه أن يعيده عن يساره، وليس عليه سهو إذا فعله ناسيًا، والتسليمة الأولى للخروج من الصلاة، والثانية للتسوية، وترك الجفاء، وينوى بالسلام من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة، وكذا في التسليمة الثانية.

قال في "المبسوط": يقدم في النية الحفظة لفضيلتهم، وفي "الجامع الصغير": يقدم بني آدم لمشاهدتهم، ولا ينوى الملائكة عددًا محصورًا، إلا أنه اختلف في عددهم. قال ابن عباس: مع كل مؤمن خمسة من الحفظة واحد عن يمينه يكتب الحسنات، وواحد عن يساره، يكتب السيئات، وواحد عن أمامه يلقنه الخيرات، وواحد وراءه يدفع عنه المكاره، وواحد عند ناصيته يكتب ما يصلي على النبي في ويبلغه إليه، وفي بعض الأخبار وكن بالعبد ستون ملكًا، وقيل: أكثر من ذلك يذبون عنه، ولو وكل الععد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين، كذا في "الجوهرة". ولو كان الإمام محاذيًا ينويه في التنسليمتين، وعند أبي يوسف نواه في التسليمة الأولى، وعند محمد هو رواية عن أبي حنيفة نواه فيهما، وهو الأصح، لأنه ذو حظ من الجانبين، وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يكتب للذي خلف الإمام بحذاءه في الصف الأول ثواب مائة صلاة، وللذي في الأيمن خمسة وسبعون، وللذي في اليسار خمسون، وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون، نقله ابن ملك عن "المجرد" أيضًا، فعلم من هذا أنه إذا سلم سواء كان إمامًا أو مقتديًا، نوى من كان معه في الصلاة فقط، وهو قول الجمهور، وصححه شمس الأئمة، بخلاف سلام التشهد، فإنه ينوى جميع المؤمنين والمؤمنات، كذا في "فتح المعين" وغيره.

(٥) ولا يقول: "وبركاته"، كذا في المحيط". (الجوهرة)

(۱) قوله: "ويجهر بالقراءة [هذا هو المأثور المتواتر. (الجوهرة)] في الفجر... إلخ "كان عليه الصلاة والسلام يجهر في الصلوات كلها في الابتداء، وكان المشركون يؤذونه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلا تَجهَر بِصَلاتِكَ ﴾ الآية. فصار يخافت في الظهر والعصر، لأنهم كانوا مستعدين للإيذاء فيهما، ويجهر في المغرب لاشتغالهم بالأكل والشرب، ويجهر في العشاء والفجر لكونهم رقودًا، وفي الجمعة والعيدين، لأنه أقامهما بالمدينة، وما كان للكفار بها قوة، وهذا العذر وإن زال فالحكم باق، وقيد بالقراءة لأن الأذكار التي لا يقصد بها الإعلام لا يجهر بها، كالتشهد والتأمين والتسبيحات ونحو ذلك. (فتح المعين)

(٢) إنما قال: فيما بعد الأوليين دون الأخريين ليشمل المغرب؛ لأن ما بعد الأوليين فيه، هو ركعة واحدة.

(٣) قوله: "وإن كان منفردًا، فهو مخير . . . إلخ "والجهر أفضل ليكون الأداء على هيئة الجماعة ، كمن سبق بركعة من الجمعة ، فقام يقضيها ، والاختيار له فيما يجهر ، لأنه فيما لا يجهر لا يتخير ، بل تتحتم عليه المخافتة ، وبالجهر في السرية يسجد للسهو لتحتم المخافتة عليه ، وإن كان إمامًا لواحد ، وكذا لو أسر في الجهرية إن كان إمامًا ، كذا في "فتح المعين" ، قال في "الجوهرة" : وأما الصلاة التي لا يجهر فيها فإن المنفرد لا يخير فيها ، بل يخافت حتى لو زاد على قدر ما يسمع أذنيه فقد أساء .

(٤) قوله: "وأسمع نفسه [لأنه إمام في حق نفسه (الجوهرة)]" ظاهره أن حد الجهر أن يسمع نمسه،

# شَاءَ حَافَتَ (')، ويُخْفِى الإمَامُ القرَاءَةَ في الظُهْرِ والعَصْرِ (')، والوِتْرُ تُلاثُ رَكَعَات لا يَفصِلَ بينَهُن بسكلم (")، ويَقنُتُ في الثَالِثَةِ قَبلَ الرُّكُوع (أ) في جَمِيع السَنَةِ (٥)، ويَقنَّرُ أَفِي كُلَّ رُكْعَة مِن

ويكون حد المخافتة تصحيح الحروف، هذا قول أبي الحسن الكرخي، فإن أدنى الجهر عنده آن يسمع نفسه، وأقصاه أن يسمع غيره، وحد المخافتة تصحيح الحروف، ووجهه أن القراءة فعل اللسان دون الصماخ.

وقال الهندواني: الجهر أن يسمع غيره، والمخافتة أن يسمع نفسه، وهو الصحيح؛ لأن مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بدون الصوت، وعلى هذا الخلاف كل ما يتعلق بالنطق كالتسمية على الذبيحة، ووجوب سجدة التلاوة والإعتاق والطلاق والاستثناء، وما يتوقف على القبول كالبيع والنكاح، فالصحيح أنه لا بد من سماع المشترى ونحوه. (فتح المعين والجوهرة)

#### (١) لأنه ليس خلفه من يسمعه. (الجوهرة)

(٢) قوله: "ويخفى الإمام القراءة فى الظهر والعصر" إن كان بعرفة لقوله عليه السلام: "صلاة النهار عجماء"، وقيل: "صماء"، أى ليس فيها قراءة مسموعة، ويجهر فى الجمعة والعيدين لورود النقل المستفيد فيهما، كذا فى "الجوهرة". اعلم أنهم اختلفوا فى قضاء ما يجهر فيها بعد ذهاب الوقت، كما لو قضى العشاء بعد طلوع الشمس، قال صاحب "الهداية": إنه يخافت حتمًا، لأن الجهر مختص بالجماعة، أو بالوقت، ولم يوجد أحدهما، الأصح أنه يخير بعد الوقت، لأن القضاء يحكى الأداء، فلا يخالفه فى الوصف، وهذا اختيار شمس الأنمة وفخر الإسلام وجماعة من المتأخرين، وهو الصحيح، بل الأصح. (فتح المعين)

(٣) قوله: "والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام [وبه قال أحمد (الجوهرة) احترز بهذا عن قول الشافعي، فإن عنده يفصل بسلام (الجوهرة)] لما روى أبو بكر بن كعب كان رسول الله عني يوتر بثلاث ركعات لايسلم حتى ينصرف. ولحديث عائشة وابن عباس رضى الله عنهم: "أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر ﴿سَبّح اسْمَ رَبّكَ الأعْلى ﴾، وفي الثانية ﴿قُل يَا أَيّهَا الكَافِرُونَ ﴾، وفي الثالثة ﴿قُل هُوَ اللهُ عنه يوتر بركعة ، فقال: ما هذه البتيراء؟ كذا في الفاتح" و المجتبى"، والتفصيل في "المرقات شرح المشكاة" من أراد فليرجع إليه .

الوتر واجب عند أبى حنيفة دون الفرض، وفوق السنة، وعندهما سنة مؤكدة لظهور آثار السنن فيها من حيث إنه لا يكفر جاحده، ولا يؤذن له، وتجب القراءة في الركعة الثالثة، وقال يوسف بن خالد السميني: هي واجبة حتى لو تركها ناسيًا أو عامدًا يجب قضاءها، وإن طالت المدة، وإنها لا تؤدى على الراحلة من غير عذر، وأنها لا تجوز إلا بنية الوتر، ولو كانت سنة لما احتيج إلى هذه الشرائط، والدليل على وجوبها قوله عليه السلام: «إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر»، والأمر للوجوب، ولهذا يجب قضاءها بالإجماع، ولأن النبي في أضاف الزيادة إلى الله تعالى، لا إلى نفسه، والسنن تضاف إلى رسول الله في وإنما لم يؤذن لها لأنها تؤدى في وقت العشاء، فاكتفيت بأذانه وإقامته. ووجوب القراءة في الثالثة للاحتمال أن تكون الوتر سنة، كذا في "الفاتح" و "الجوهرة" وغيرهما.

(٤) قوله: "ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة" بقول ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم: رأينا صلاة رسول الله ﷺ بالليل، فقنت قبل الركوع، كذا في "الفاتح". القنوت واجب على الصحيح، حتى إنه يجب السهو بتركه ساهيًا، وهل يجهر به أو يخافت. قال في "النهاية": المختار فيه الإخفاء، لأنه دعاء، ومن سنة

# الوِتْرِ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وسُورَةً مَعَهَا (١)، فإذَا أَرَادَ أَن يَقنُتَ كَبَّرَ، ورَفَعَ يَدَيهِ (٢)، ثُم قَنَتَ، ولا يَقنُتُ في صَلاة غَيرها (٣).

الأدعية الإخفاء، والإشكال في المنفرد أنه يخافت، وأما إذا كان إمامًا فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: يخافت، وإليه مال محمد بن الفضل وأبو حفص الكبير، ومنهم من قال: يجهر، لأن له شبها بالقراءة. وفي المسوط الاختيار الإخفاء في حق الإمام والقوم؛ لقوله عليه السلام: "خير الذكر الخفي»، وهل يرسل يديه أو يعتمد؟ قال الكرخي والطحاوى: يرسل، وقال أبو بكر الإسكاف: يعتمد، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وهل يصلى على النبي المنافق المناف

القنوت مطلق الدعاء وهو واجب، وأما خصوص اللهم إنا نستعينك إلى آخره فسنة حتى لو أتى بغيره جاز إجماعاً. قال الملاعلى القارئ في "شرح الحصين ": اعلم أن المستحب في قنوت الوتر أن يجمع بين الدعاء المروى عن ابن مسعود رضى الله: «اللهم إنا نستعينك. . . . » إلى آخره، وبين الدعاء الذي أمر رسول الله على رضى الله عنهما وعلمه له: «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لى فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك»، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان، والحاكم في "المستدرك" وابن أبي شيبة عن حسن بن على رضى الله عنهما -انتهى- وإن لم يحفظ أحد الدعاء من القنوت وغيره فله أن يقول: اللهم اغفر لنا ثلاثًا بدله. (العالمگيري)

- (٥) قوله: "في جميع السنة" وقال الشافعي: في النصف الأخير من رمضان، لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر به أبي بن كعب في النصف منه، ولنا ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام أمر به في الوتر من غير فصل، ولأنه عليه السلام علم الحسن دعاء القنوت، وقال: اجعله في صلاتك، وهذا يقتضى الدوام، والمراد بالقنوت فيما روى الشافعي طول القراءة. (الفاتح والعيني و فتح المعين)
- (۱) قوله: "ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة [أو ثلث آية قصيرة أو آية طويلة، كما في الفرائض والسنن] معها "لقول ابن عباس رضى الله عنهما: "إن النبي على قرأ في الركعة الأولى من الوتر ﴿سَبَحِ السُّمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾، وفي الثانية ﴿قُل يَا أَيّهَا الكَافِرُونَ ﴾ وفي الثالثة ﴿قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ "، كذا في "الفاتح". قال في "الجوهرة": أما عندهما فظاهر لأنه سنة، فتجب القراءة في جميعه، وكذا على قول أبي حنيفة، لأنه يحتمل أن يكون سنة، فكان الاحتياط فيها وجوب القراءة، فإن ترك القراءة في الركعة الثانية فسدت إجماعًا.
- (٢) قوله: "كبّر ورفع يديه" ثم قنت لحديث ابن مسعود رضى الله عنه لا يرفع الأيدى إلا في سبع مواطن كما مر، والقنوت منها، أما التكبير فلأن الحالة قد اختلفت في حقيقة القراءة إلى سنتها، وأما رفع اليدين فلإعلام الأصم. (الجوهرة والفاتح مع زيادة)
- (٣) قوله: "ولا يقنث في صلاة غيرها" وقال الشافعي: يقنت في الفجر، لأنه عليه السلام قنت في الفجر بعد الركوع، ولنا أنه عليه الصلاة والسلام قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان تَم تركه، رواه البخاري ومسلم أيضًا، ولنا قول ابن عمر رضى الله عنهما: "ما قنت رسول الله ﷺ في الفجر إلا شهرًا ثم تركه". قال الطحاوي:

وليسَ في شَيْء من الصَلاة (۱) قراءَةُ سُورَة بعَينِهَا (۱) لا يَجُوزُ غَيرُهَا، ويَكرَهُ أَن يَتَخِذَ قِرَاءَةُ سُورَة بعَينِهَا (۱) لا يَجُوزُ غَيرُهَا، ويَكرَهُ أَن يَتَخِذَ قِرَاءَةَ سُورَة بعَينِهَا للصَلاة ولا يَقْرَأُ فيهَا غَيرَهَا (۱) وأدنَى مَا يُجْزِئُ مِن القِرَاءَةِ في الصَلاة (۱) ما يَتَنَاوَلُه اسْمُ القُران عندَ أبى حَنيفَةً (۱) .

لا يُقنت في الفجر عندنا في غير بلية، فإن وقعت البلية فلا بأس به، كما فعل النبي ﷺ، فإنه قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان، ثم تركه، كذا في "الملتقط". (العيني وفتح المعين والجوهرة والفاتح)

(١) قوله: "وليس في شيء من الصلاة. . . إلخ" يعني أن الصلاة لا تقف صحتها على سورة مخصوصة، بل يقرأ ما تيسر من القرآن، لقوله تعالى: ﴿فَاقرَءُوا مَا تَيَسّرَ مِنَ القُرآن﴾، كذا في "الجوهرة".

(٢) على سبيل الفرض، بل تعيين الفاتحة على وجه الوجوب، ويكره التعيين. (ظ)

(٣) قوله: "ويكره أن يتخذ قراءة سورة . . . إلخ" لما فيه من هجران الباقى وإيهام التفضيل، ويعنى بذلك ما سوى الفاتحة ، وذلك بأن يعين سورة «السجدة» و «هل أتى» ليوم الجمعة ، وهذا إذا رأى ذلك حتمًا واجبًا لا يجزئ غيره ، أما إذا علم بأنه يجوز بأى سورة قرأها ، ولكن يقرأ هاتين السورتين تبركًا بقراءة رسول الله على الله على يكره ، ولكن بشرط أن يقرأ غيرهما ، كذا في "الجوهرة" .

والحق أن المداومة مطلقًا مكروهة ، سواء رآه حتمًا أولا ، إذ دليل الكراهة وهو إيهام التفضيل موجود ، ومقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة ، بل يستحب قراءة ذلك أحيانًا ، وكذا قالوا : السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر بالكفرون والإخلاص . (فتح المعين)

(٤) قوله: "وأدنى ما يجزئ. . . إلخ " يريدما دون الآية مثل قوله تعالى : ﴿لَم يَلِدُ و مثل قوله : ﴿ وَلَم يُلِدُ وَهُ وَلَم يُولَدُ ﴾ وهي آية من القرآن لم يجزه من القرآءة ، وفي "المحيط" : القراءة في الصلاة على خمسة أوجه : فرض وواجب وسنة ومستحب ومكروه ، فالفرض ما يتعلق به الجواز ، وهو آية تامة عند أبي حنيفة ، فإن كانت الآية كلمتين يجوز ، كقوله تعالى : ﴿ تُم نَظَرَ ﴾ وإن كانت كلمة واحدة مثل : ﴿ مُدهَامَتَانِ ﴾ أو حرفًا واحدًا مثل ﴿ ص ﴾ و ﴿ ن ﴾ ففيه اختلاف المشايخ ، والأصح أنه لا يجوز ، وفي الخجندي يجوز بقوله : ﴿ مُدهَامَتَانِ ﴾ لأنها آية قصيرة . والواجب قراءة الفاتحة والسورة ، والمسنون أن يقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل : وهو من الحجرات إلى البروج ، والطوال -بكسر الطاء - جمع الطويل والمفصل وهو السبع السابع من القرآن سمى به لكثرة فصوله .

وقيل: في الظهر دون الفجر، لأنه وقت شغل تحرزًا عن الملال. وفي العصر والعشاء بأوساطه، وهو من ﴿إِذَا زُلْزِلَت. . . ﴾ إلى آخر القرآن، ﴿البُرُوج. . . ﴾ إلى ﴿لَمْ يَكُنُ ﴾ وفي المغرب بقصاره، وهو من ﴿إِذَا زُلْزِلَت. . . ﴾ إلى آخر القرآن، والمستحب أن يقرأ في الفجر إذا كان مقيمًا في الركعة الأولى قدر ثلاثين آية، أو أربعين سوى الفاتحة، وفي الثانية قدر عشرين إلى ثلاثين سوى الفاتحة، والمكروه أن يقرأ الفاتحة وحدها ، أو الفاتحة ومعها آية أو آيتان أو يقرأ السورة بغير الفاتحة، فلو قرأ في الركعة الأولى سورة، وفي الأخرى سورة فوقها يكره، وإذا قرأ في الأولى ﴿قُلُ أَعُودُ بِرَبّ النّاسِ ﴾ أيضًا، وعلى هذا قراءة الآيات إذا قرأ في الأولى آية فإنه يكره أن يقرأ في الأخرى أبه من سورة فوقها. (الجوهرة)

(٥) قوله: "ما يتناوله اسم القرآن [لإطلاق النص يعنى ﴿فَاقرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنَ القُرآنِ﴾] عند أبي حنيفة " يقع على الآية وما دونها، والأصح أن المراد منها الآية، سواء كانت قصيرة أو طويلة، لقوله تعالى: ﴿فَاقرَءُوا مَا وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ(١): لا يَجُوز (مُ أَقَلَّ مِن ثَلاثِ اَيَاتٍ قَصَارٍ، أَو آيَة طَويلَة (٦)، ولا يَقرَأ المؤتَمّ خَلْفَ الإمَام (٤)، ومَن أَرَادَ الدُّخُولَ في صَلاةٍ غَيرِه (٥)، يَحتَاجُ إلَى

تَيَسُّرُ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ من غير فصل بين القصير والطويل. (الفاتح)

(١) قوله: "وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله [وقولهما في القراءة احتياط، والاحتياط في العبادات أمر حسن]: لا يجوز أقل. . . إلخ " أي قالا: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ، لأن القارئ لما دونها لا يسمى قارئًا عرفًا، سواء كانت من الفاتحة أو من غيرها، ولأن الإعجاز لا يقع بدونها، وقال الشافعي: قراءة الفاتحة في كل ركعة فرض، وقال مالك: الفاتحة وضم سورة فرض، ثم على قولهما لو قرأ آية قصيرة ثلاث مرات، قال بعضهم: لا يجوز، وقال بعضهم: يجوز، وفي الفتاوي: أو قرأ نصف آية مرتين، أو كرر كلمة واحدة من آية واحدة مرارًا، حتى يبلغ آية تامّة لا يجوز. واعلم أنه يستحب في الصلوات كلها ما خلا الفجر التسوية بين ركعتين في القراءة عندهما، وقال محمد: أحب إلىّ أن يطول الأولى على الثانية في الصلوات كلها، وأما في الفجر فيستحب تطويل الأولى على الثانية بالإجماع، ليدركها المتأخر، وفيه إعانة له، لأنها وقت نوم وغفلة، بخلاف سائر الأوقات، لأنها وقت علم ويقظة، فلو تغافلوا في غير الفجر إنما يتغافلون باشتغال دنياهم، وذلك مضاف إلى تقصيرهم، وأما غفلتهم بالنوم فليس باختيارهم، كذا في "الجوهرة". ثم اعلم أنه يعتبر التطويل من حيث الآي، إذا كان بين ما يقرأ في الأولى، وبين ما يقرأ في الثانية تفاوت من حيث الآي، وأما إذا كان بين الآي تفاوت طولا وقصرًا، فيعتبر التفاوت من حيث الكلمات والحروف، وينبغي أن يكون التفاوت ببقدر الثلث والثلثين والثلثان في الأولى والثلث في الثانية، وهذا بيان الاستحباب، أما بيان الحكم فالتفاوت وإن كان فاحشًا لا بأس يه، وإطالة الثانية على الأولى تكره إجماعًا، أي تنزيها في غير ما وردت به السنة، كما أخرجه الشيخان من أنه عليه السلام كان يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بالأعلى، وفي الثانية بالغاشية، وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث، ويكره التفاوت بثلاث آيات وأما بآية أو آيتين، فلا يكره. (مسكين وفتح المعين)

- (٢) وفي نسخة: لايجزئ.
- (٣) كأية الكرسي وآية المداينة.

(٤)قوله: "ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام" لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمعُوا لَه وَأَنصِتُوا﴾ الآية، وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتديين، وقال مالك: يقرأ في السرية لا في الجهرية، وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة في الكل، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».

ولنا: الآية المتقدمة وحديث أبى هريرة: فإذا قرأ الإمام فأنصتوا، قال مسلم: هذا الحديث صحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له»، أخرجه الطحاوى. وقول جابر: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلا أن يكون خلف الإمام"، كما في الترمذي. وعن جابر بن عبد الله أن النبي على صلى ورجل خلفه يقرأ، فجعل رجل من خلف النبي على ينهاه عن القراءة في الصلاة، فلما انصرف أقبل عليه الرجل، فقال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله على فتنازعا حتى ذكر ذلك للنبي في فقال عليه السلام: «من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام قراءة له». وعن عبيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم، فقالوا: لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلاة. وسئل عبد الله بن مسعود عن القراءة خلف الإمام، قال: أنصت فإن في الصلاة شغلا سيكفيك ذلك.

نيّتين: نيّة الصكلاة، ونيّة الْمَتَابَعَة.

### بار الجماعة (١)

## والجَماعَةُ (٢) سُنّةٌ مُؤكّدَةٌ (٦)، وأولَى النَاسِ (٤) بالإمَامَةِ أعلَمُهُم بالسُّنّة (٥)، فإن تَساوَوْا

وعن ابن عمر قال: من صلى خلف الإمام كفته قراءته. وعن علقمة ابن قيس قال: لأنْ أعض على صخرة أحب إلى من أن أقرأ خلف الإمام. قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرًا. وعن زيد بن ثابت قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له، وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أمّ رسول الله علي في العصر، قال: فقرأ رجل خلفه، فغمزه الذي يليه، فلما أن صلى قال: لم غمزتني قال: كان كان رسول الله ﷺ قدامك فكرهت أن تقرأ خلفه، فسبمعه النبي ﷺ فقال: من كان له إمام فإن قراءته له قراءة. وما رواه الشافعي يدل ظاهره على فساد صلاة من لم يقرأ بها، ولكنه لابد من التخصيص؛ لأن أكثر الأئمة على عدم فرضية القراءة على المقتدي لما رويناه لك من الأحاديث الصحيحة. وأما تأويله بصلاة كاملة، وإن استبعده المحقق ابن الهمام صحيحة يدل على صحة قوله ﷺ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج -أي ناقصة غير تمام-"، وحمل النقصان على عدم الصحة بعيد، فما في "الهداية": ويستحسن قراءة الفاتحة في السرية احتياطًا فيما يروي عن محمد ضعيف، والمشهور من مذهب أثمتنا ومشايخنا أن القراءة خلف الإمام مكروه كراهة تحريم، لما جاء فيه من التشدّد عن الصحابة على ما أخرجه محمد في "الموطأ"، والطحاوي في "شرح معانبي الآثار"، ثم وجوب الاستماع لا يخص المقتدي، و لا كون القاري إمامًا، لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، فالإمام مأمور بإنصاته عما سوي القرآن حين قراءته، والمقتدي مأمور باستماع القرآن وإنصاته، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. قال في "المستخلص": قال الشافعي: ينقرأ الفاتحة لأن الفاتحة ركن من الأركان، فيشتركان أي الإمام والمأموم. وجوابه قد مرّ من قبل. ولنا قوله عليه السلام: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، وعليه إجماع الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة»، وعن سعد بن أبي وقاص وزيد ابن ثابت: "من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له"، كذا في " فتح المعين "وغيره، فمن شاء التفصيل فليرجع إلى "المرقاة" و "اللمعات" و "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعلامة العيني رحمه الله تعالى.

(٥) قوله: "ومن أراد الدخول . . . إلخ " لأن فساد صلاة الإمام مؤثر في فساد صلاة المأموم، وفي ذلك إضرار به، فلا يلزمه إلا بالتزام نية الإمام، كذا في "الفاتح شرح القدوري"، والأفضل أن ينوى المتابعة بعد قول الإمام ألله أكبر حتى يصير مقتديًا، ولو نوى حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة العلماء، وقال أبو سهل: لا يجوز . (الجوهرة)

(١) قوله: "باب الجماعة" أخر باب الجماعة عن باب صفة الصلاة، لأنه ذكر فيه أكثر مسائل صلاة المنفرد، وفي هذا مسائل الجماعة وصلاة المنفرد بالنسبة إلى صلاة الجماعة كالجزء والكل، والجزء مقدم على الكل، فلهذا قدم باب صفة الصلاة على باب الجماعة، وفي بعض النسخ ليس باب الجماعة، فعلى هذا لا ضرورة لهذه النكتة. (محمد سليمان عفي عنه)

(٢) قوله: "و الجماعة" للإمامة شروط وهي البلوغ والإسلام والعقل والذكورة وحفظه من القرآن قدر ما يجزئ، وأن يكون الإمام صحيحًا لا عذر به، وأيضًا هي قسمان: الكبرى والصغرى، فالكبرى: استحقاق تصرف عام ونصب الإمام من أهم الواجبات، فلهذا قدموه على دفن صاحب المعجزات، ويشترط كونه حرّا

مسلماً ذكراً عاقلا بالغاً قادراً، ويكره تقليد الفاسق، ويعزل به، وينعزل بطريان ما يفوّت المقصود من الردة والجنون المطبق، وصيرورته أسيراً لا يرجى خلاصه، والعمى والخرس والصم والمرض الذي ينسى العلوم، وخلعه نفسه عن الإمامة لعجزه. والصغرى: ربط صلاة المقتدى بصلاة الإمام، أو اتباع المصلى في جزء من صلاته، فالإمام هو المتبوع، والحكمة في ذلك قيام نظام بين المصلين، ولهذا شرعت في مساجد المحال ليحصل التعاهد باللقاء في الأوقات، وليتعلم الجاهل من العالم الصلاة. (فتح المعين شرح كنز الدقائق)

(٣) قوله: "سنة مؤكدة" في الصلوات الخمس، وما في حكمها، كالتراويح والوتر بعدها دون النفل، كذا في الطائي، قال في "العيني" و "فتح المعين": سنة مؤكدة، أي شبيهة بالواجب، حتى استدل بملازمتها على وجود الإيمان، وقيل: فريضة، وقيل: فـرض كفاية، وقيل: فـرض عين، وبه قال أحمد وأهل الظواهـر، ومن فاتته جماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر، والحجة على القائلين بفرضيتها قوله عليه السلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين ، وهذا يفيد جواز الصلاة انفرادًا ، فلو كانت الجماعة فرض عين لما جاز صلاته منفردًا، ولو كانت فرض كفاية لكانت تسقط عمن لم يحضر الجماعة بفعلة ﷺ وفعل أصحابه، ولما هَمّ بإحراق بيوتهم حين تخلفوا عن الجماعة، انتهى مع حذف يسير. والجماعة سنة مؤكدة أي قريبة من الواجب. وفي "التحفة": واجبة، لقوله تعالى: ﴿وَاركَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ﴾ هذا يدل على وجوبها، وإنما قلنا سنة لقوله عليه السلام: الجماعة من سنن الهدى، لا يتخلف عنها إلا منافق، وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من ثلاثة في قرية ولا يؤذن فيهم ولا يقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية». استحوذ أي استولى عليهم، وتمكن منهم. وإذا ثبت أنها سنة مؤكدة، فإنها تسقط في حال العذر، مثل المطر والربح في الليلة المظلمة، وأما بالنهار فليست الربح عذرًا، وكذا مدافعة الأخبثين، أو أحدهما، أو كان إذا خرج يخاف أن يحبسه غريمه في الدين، أو يخاف الظلمة أو يريد سفرًا وأقيمت الصلاة، فيخشى أن تفوته القافلة، أو كان قيما بمريض، أو يخاف ضياع ماله، أو حضر العشاء وأقيمت صلاة العشاء ونفسه تتشوق. إليه، وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء، ونفسه تتشوق إليه، وكذا الأعمى لا يجب عليه حضور الجماعة عند أبي حنيفة، وإن وجد قائدًا، وعندهما يجب إذا وجد قائدًا، ولا يجب على مقعد ومقطوع اليد والرجل من خلاف، ولا مقطوع الرجل، ولا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع المشي، وأقل الجماعة اثنان ولو صلى معه صبى يعقل الصلاة كانت جماعة، حتى لو حلف لا يصلى بجماعة، وأم صبيًا يعقل حنث، كذا في الفتاوي، ولو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده، فقد أتى بفضيلة الجماعة، ولو نام، أو سهى، أو شغل عن الجماعة، فالمستحب أن يجمع أهله في منزله فيصلي بهم، وقد قال عليه السلام: من صلى أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتب الله له براءتين براءة من النار، وبراءة من النفاق. (الجوهرة)

### (٤) أي أحق الناس من غيرهم.

(٥) قوله: "أعلمهم بالسنة [أى الشريعة (الجوهرة)]" أى الأعلم بما يصلح الصلاة وخصصه بأنه أعلم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة، وقال أبو يوسف: الأقرأ أحق عملا بظاهر ما فى الصحيح يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم إسلامًا، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: «مروا أبا بكر رضى الله عنه فليصل بالناس»، وكان ثمه من هو أقرأ منه بدليل ما روى أقرأكم أبى رضى الله عنه، فلم يبق إلا لكونه أعلم وقدم الأقرأ فى الحديث، لأنهم كانوا يتلقون القرآن بأحكامه حتى روى عن عمر رضى الله عنه أنه حفظ البقرة فى اثنتى عشرة سنة، وقال ابن عمر رضى الله عنه أمرها ونهيها وزجرها وحلالها وحرامها،

## فَأَقْرَأَهُم (١)، فَإِن تَسَاوَوْا فأورَعُهُم (٢)، فإن تَسَاوَوْا فأسَنَّهُم (٣).

## ويَكرَهُ تَقدِيمُ العَبدِ (٤) والأعْرَابِي (٥) والفَاسِقِ (٦) والأعمَى (٧) ووَلَدِ الزِنَا(٨) فإن تَقَدَّمُوا

فيلزم من كونه أقرأ أن يكون أعلم، وقوله عليه السلام: «ليؤم القوم أعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقرأهم لكتاب الله» الحديث، ولا تعارض بين الأحاديث لما مر من التطبيق. (فتح المعين)

- (١) قوله: "فأقرأهم" يعني إذا استووا في العلم واحد قارئ، قدم القارئ، لأن فيه زيادة. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "فأورعهم" أى المحترز عن شبهة الحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن سرّكم أن يتقبل الله صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم"، أى رسلكم فيما بينكم وبين ربكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "من صلى خلف عالم تقى فإنها صلى خلف نبى"، وعلى تقديم الأورع على الأسن جرى الأكثر عكس ما في "المحيط". (الفتح وغيره)
- (٣) قوله: "فأسنّهم" لقوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرت ولصاحب له: "إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما"، ولأن في تقديم الأسن تكثير الجماعة، فإن كانوا في السن سواء، فأحسنهم وجهًا، أو أحسنهم خلقًا ومعاشرة، فإن كانوا سواء فأشر فهم نسبًا، فإن تساووا يقرع بينهم، ولو قدموا غير الأولى أساءوا بلا إثم، ولو أم قومًا وهم له كارهون لفساد فيه، أو لأن غيره هناك أحق بالإمامة منه، كره له ذلك تحريًا، لحديث أبي داود: "لا يقبل الله صلاة من تقدم قومًا وهم له كارهون"، والمراد بالأحسن وجهًا أكثرهم صلاة بالليل. (الفتح والمسكين)
- (٤) قوله: "ويكره تقديم العبد [لأنه لا يتفرغ للتعلم]" ولو كان معتقا لغلبة الجهل عليه لاشتغاله بخدمة مولاه، ولأنه مستخفِ به، وينفر الناس عنه. (الطائي و الجوهرة)
- (٥) قوله: والأعرابي [للحنه وجهله، وهو من يسكن البادية عربيًا كان أو عجميًا. (ع)] الأعرابي منسوب إلى الأعراب -بفتح الهمزة من أوزان الجمع لا واحدله، وليس جمع العرب، وهو البدوي، وكره إمامته لبعده عن مجالس العلم كما حكى أن أعرابيًا اقتدى بإمام في صلاة المغرب، وقرأ الإمام: ﴿الأعْرَابُ أَشَدَ كُفُرًا ونِفَاقًا﴾ الآية، فلما سمع الأعرابي انصرف وأخذ عصًا، وضرب به على كتف الإمام، ثم اقتدى ثانيًا، وقرأ الإمام: ﴿وَمِنَ الأعرابِ مَن يؤمنُ بِالله وَاليَومِ الآخر﴾ الآية، فقال الأعرابي وهو في الصلاة: قد نفعك العصا، فهذا يدل على غالب جهلهم، فإن كان عالـمًا تقيّا فهو كغيره، ويستحب تقديمه، كذا في "الفتح" و "المستخلص". الأعرابي هو ساكن البادية عربيًا أو عجميًا. (العيني شرح كنز الدقائق)
- (٦) قوله: "والفاسق [لأنه لا يهتم لأمر دينه]" وهو الذي يشرب الخمر، ويعصى الله تعالى، ويخرج عن طريق العبادة، ويدخل في طريق المعصية، وكره إمامته لأنه لا يهتم بأمر دينه، ولأن في تقديمه تقليل الجماعة، وقال مالك: لا تجوز الصلاة خلفه. (الفتح والمستخلص والفاتح)
- (٧) قوله: "والأعمى" لأنه لا يحترز النجاسة، ولا يهتدي إلى القبلة إلا بغيره، وفي "المحيط": إذا لم يكن غيره من البصراء أفضل منه فهو أولى، وقد استخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم على المدينة. (الجوهرة والعيني)
- (٨) قوله: "وولد الزنا" لنفرة الناس عنه لكونه متّهمًا، ولأنه ليس له أب يعلّمه أحكام الدين، فغلبه الجهل. (العيني والجوهرة)

مختصر القدورى جاز (۱) وينبَغِي لِلإِمَام (۲) أن لا يَطُولَ بهم الصَلاة (۳) .

ويكرَهُ للنِسَاءِ أَن يُصلِّينَ وَحدَهُن بجَمَاعَة (٤)، فإن فَعَلنَ، وَقَفَت الإمَامَةُ وَسَطَهُن (٥) كَالعُرَاةِ (٦)، ومَن صَلَّى مَعَ وَاحِد أَقَامَه عَن يَمينه (٧)، وإن كَانَا اثنَين تُقَدَّمُهُمَا (^)، ولا يَجُوزُ

(١) قوله: "جاز" لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا خلف كل بر وفاجر»، أخرجه الدارقطني، ولأن ابن عمر وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة والتابعين كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف مع أنه كان أفسق أهل زمانه، حتى قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بجنايتها وجئنا بأبي محمد لغلبناهم، يعني الحجاج. وتكره الصلاة خلف شارب الخمر وأكل الربا، لأنه فاسق. (الجوهرة)

(٢) قوله: "وينبغي للإمام أن لا يطول الصلاة" لما ذكر في "المصابيح": من أن معاذا صلى بقومه صلاة العشاء، فافتتحها بسورة البقرة، فانحرف رجل منهم فسلم ثم صلّى وحده، فقال معاذ: إنه منافق، فذهب الرجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! إنَّا قوم نعمل بأيدينا ونسقى بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوّزت، فزعم أني منافق، فقال على الله عاذ! أفتّان أنت؟ قالها: ثلاثًا، اقرأ ﴿وَالشّمس وَضُحَاهَا ﴾، و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعلى ﴾ ونحوهما، ولقوله عليه السلام: من أمَّ قومًا فليُصل بهم صلاة أضعفهم، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. وكذا صحّ عنه على أنه قرأ بالمعوِّذتين في الفجر حين سمع بكاء صبي، فلما فرغ قالوا له: أوجزت؟ قال: سمعت بكاء صبى فخشيت أن تفتن أمه. وقال أنس: ما صليت خلف أحد أتم وأخف مما صليت خلف رسول الله على أن الإمام ينبغي له أن يراعى حال الجماعة ، والظاهر أن الكراهة في تطويل الصلاة على القوم تحريمية لحديث معاذ رضي الله عنه، وللأمر بالتخفيف. واستثنى صلاة الكسوف فإن السنة فيها التطويل حتى يتجلى الشمس ولا فرق في قراءة التطويل بين القراءة والتسبيحات وغيرهما . (الجوهرة وفتح المعين)

- (٣) يعني بعد القدر المسنون.
- (٤) قوله: "أن يصلين وحدهن بجماعة" بغير رجال، سواء في ذلك الفرائض والنوافل والتراويح، وأما في صلاة الجنازة، فذكر في "النهاية": أنه لا يكره لهن أن يصلينها بجماعة، وتقف الإمامة وسطهن، لأنهن إذا صلينها فرادي فرادي أدى ذلك إلى فوات الصلاة على البعض، لأن الفرض يسقط بأداء الواحدة، فتكون الصلاة من الباقيات نفلاً ، والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع ، كذا في "الجوهرة" .
- (٥) قوله: "فإن فعلن وقفت الإمامة وسطهن [تحرزًا عن زيادة الكشف، ولأن عائشة رضي الله عنها فعلت كذلك]" وبقيامها وسطهن لا تزول الكراهة، لأن في التوسط ترك مقام الإمام، وإنما أرشد الشيخ إلى ذلك لأنه أقل كراهة من التقدم، إذ هو أستر لها، ولأن الاحتراز عن ترك الستر فرض، والاحتراز عن ترك مقام الإمام سنة، فكان مراعاة الستر أولى، فإذا صلين بجماعة صلين بلا أذان ولا إقامة، وإن تقدمت عليهن إمامتهن لم تفسد صلاتهن. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "كالعراة" العراة جمع عار من الثوب، وفيه إيماء إلى أن كراهة جماعة العراة أيضًا كراهة تحريم، لاتحاد اللازم، وهو إما ترك واجب التقدم، أو زيادة الكشف، كذا في "فتح المعين". ولو أن قومًا عراة أرادوا الصلاة، فالأفضل أن يصلوا وحدانًا قعودًا بالإيماء، ويتباعد بعضهم عن بعض، فإن صلوا بجماعة وقف الإمام وسطهم كالنساء، وصلاتهم بجماعة مكروهة. (الجوهرة)

للرجال أن يَقتَدُوا بامْرَأة أو صَبي (١).

# ويَصُفُّ الرِجَالُ (٢)، ثُمَّ الصِبِيَانُ (٦)، ثُمَّ الخُنثَى، ثُمَّ النسَاءُ (١)، فإن قَامَتْ امْرَأَةُ إِلَى

(٧) قوله: "ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه" أى ولو صبيًا يعقل أقامه عن يمينه بلا فرجة؛ لأنه عليه السلام صلى بابن عباس رضى الله عنه فأقامه عن يمينه، وعن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام، والأول هو الظاهر، والعبرة لموضع الوقوف لا لموضع السجود، حتى لو كان المقتدى أطول من الإمام، فوقع سجوده أمام الإمام لم يضره، وقوله عن يمينه قيد للفضيلة، حتى لو صلى في يساره أو خلفه جاز، ويكون مسيئًا لمخالفته السنة. (الفتح والعيني وغيرهما)

(۸) قوله: "تقدمها" وعن أبى يوسف أنه يتوسطهما، لأن ابن مسعود رضى الله عنه صلى بعلقمة والأسود فى بيته وقام وسطهما، ولهما أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأنس ويتيم، فأقامهما خلفه، وأم سليم رضى الله عنهم وراءهما، وفعل ابن مسعود رضى الله عنه كان لضيق المقام، كذا قال النخعى: وهو أعلم الناس للهب ابن مسعود رضى الله عنه، والمرأة فى حكم الاصطفاف كالعدم، حتى لو كان خلفه رجل واحد وامرأة يقوم الرجل بحذاءه، كما لو لم يكن معه امرأة، وإن كثر القوم كره قيام الإمام وسطهم تحريًا لترك الواجب أى التقدم. (الفتح والعينى)

(۱) قوله: "ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبى [لأنه متنفّل]" أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام: المخرّوهن من حيث أخرهن الله، أي كما أخرهن الله في الشهادات والإرث وجميع الولايات، وأما الصبى فلا تجوز إمامته للبالغين، لأنه متنفل، سواء كان في التراويح أو النفل المطلق، أو غيرهما، وقال الشافعي رحمه الله: تجوز إمامة الصبي، لما روى أن عمرو بن سلمة قدّمه قومه وهو ابن ست، أو سبع، وكان يصلى بهم.

ولنا: قول ابن مسعود رضى الله عنه: لا يؤم الغلام الذى لا تجب عليه الحدود، وعن ابن عباس رضى الله عنه: حتى يحتلم، وإمامة عمرو ليست مسموعة منه عليه الصلاة والسلام، وعند محمد يصح إمامته في النفل المطلق خلافًا لأبي يوسف، فالمختار أن لا يصح الاقتداء في الصلوات كلها. (الفتح والجوهرة)

(٢) قوله: "ويصف الرجال . . . إلخ" أى صف الرجال مقدم على صف الصبيان، وهو مقدم على صف الخنائى، وهو مقدم على صف الخنائى، وهو مقدم على صف النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليلينى منكم أولو الأحلام والنبى، ولما فى مسند الإمام أحمد رحمه الله" عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه أنه قال: يا معشر الأشعريين! اجتمعوا وأجمعوا نسائكم حتى أريكم صلاة رسول الله وي المجتمعوا وأجمعوا أبناءهم ونساءهم، ثم توضأ، وأراهم كيف يتوضأ، ثم تقدم فصف الرجال فى أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف الصبيان، ولم يذكر حكم الخنائى فى الحديث لندرة هذا النوع، والفقهاء رحمهم الله جعلوا الخنثى بين الصبيان والنساء، لأنه ذو جهتين، والمراد منه هنا المشكل. (الفتح وغيره)

(٣) قوله: "ثم الصبيان [أى بعد الرجال]" ظاهره أن هذا الحكم إنما هو عند حضور جماعة من الرجال والصبيان، فلو كان ثمه صبى فقط، أدخل في الصف، ولو حضر معه رجل جعله معه خلف الصف، كما يدل عليه حديث أنس رضى الله عنه: فصففت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام، والعجوز وراءنا. (الفتح)

(٤) قوله: "ثم النساء" أي بعدهم يصف النساء لقوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن من حيث أخّرهن الله، ويتفرع على هذا مسألة المحاذاة، فلذلك ذكرها بالفاء، وقال فإن. (العيني والفتح)

# جَنْب رَجُل، وهُمَا مُشتَرِكَان في صَلاة وَاحِدَة فَسَدَتْ صَلاتُه (١)، ويَكرَهُ للنساء حُضُورُ الجَمَاعَة (٢) عندَ أبي حَنيفَةَ الجَمَاعَة (٢) . ولا بَأْس بأن تَخرُج العَجُوزُ في الفَّجْر والمَعرب والعشَاء (٣) عندَ أبي حَنيفَةَ

(۱) قوله: "فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة [هذا إذا نوى الإمام إمامتها]، فسدت صلاته [ولم يفسد صلاة المرأة]" واعلم أنه لهذه المسألة شرائط: منها: أن تكون المرأة من أهل الشهوة، بأن تكون بالغة، أو صبية مشتهاة حتى لو كانت صبية لا تشتهى، وهي تعقل الصلاة، فحاذت الرجل لا تفسد صلاته، ومنها: أن تكون الصلاة مطلقة، أي ذات ركوع وسجود، حتى إن المحاذاة في صلاة الجنازة لا تفسد، لأنها دعاء.

ومنها: أن الصلاة مشتركة تحريمة بأن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام، ومشتركة أداء بأن يكون أحدهما إمامًا للآخر فيما يؤديه تحقيقًا أو تقديرًا، حتى يشمل الشركة بين الإمام والمأموم، فإن محاذاة المرأة للإمام مفسدة صلاته، حتى لو اقتدى رجل وامرأة بإمام، فأحدثا وتوضئا، ثم جاءا وقد صلى الإمام، فقاما ليقضيا، فحاذته فسدت صلاته، لأن اللاحق فيما يقضى كأنه خلف الإمام تقديرًا، ولهذا لا يقرأ ولا يسجد للسهو، ولو كانت خلف حقيقة لفسدت صلاته بالمحاذاة، فكذا ههنا.

ولو كانا مسبوقين، وحاذته في القضاء لا تفسد صلاته، لأن الصلاة وإن اشتركت تحريمة لكونهما بانيين تحريمة الإمام حتى لا يصح الاقتداء بالمسبوق، ولكنها ليست بمشتركة أداء، لأنه لا إمام لهما فيما يقضيان حقيقة ولا تقديراً، أما حقيقة فظاهر، وأما تقديراً فلأنهما التزما الأداء مع الإمام فيما سبقابه، لأنه لا تتصور المتابعة فيما مضى، فلم يجعل كأنهما خلفه فكانا في حكم المنفردين، ولهذا يقرأ المسبوق ويسجد للسهو.

ومنها: أن يكون المكان متحدًا، حتى لو كان الرجل على الدكان والمرأة على الأرض، أو على العكس، والدكان مثل قامة الرجل، لا تفسد صلاته. ومنها: أن لا يكون بينهما حائل حتى لو كانا في مكان متحد إلا أن بينهما اسطوانة، أو قدر مؤخرة الرحل، وغلظه مثل غلظ الإصبع، أو فُرجة يقوم فيها رجل، لا تفسد صلاته. ومنها: أن يكون الإمام ناويا إمامة المرأة، لأنه إذا لم ينو لا تفسد صلاة الرجل، بل صلاة المرأة تفسد، لأن الاشتراك لا يثبت بدون نية الإمام، خلافًا لزفر فإن عنده يجوز اقتداءها به، وإن لم ينو إمامتها.

وقال الثلاثة: المحاذاة مطلقًا غير مفسدة أصلا، وهو القياس، ولأنا لو صححنا اقتداءها بغير نية الإمام، قدرت كل امرأة على فساد صلاته متى شاءت، بأن تقف إلى جنبه فتقتدى به. ومنها: أن تكون المحاذاة فى ركن كامل. ومنها أن تكون جهتهما متحدة حتى لو اختلفت لا تفسد، ولا يتصور ذلك إلا فى جوف الكعبة، أو فى ليلة مظلمة، وصلى كل واحد بالتحرى إلى جهة مختلفة. واعلم أيضًا أنه لا يشترط فى حكم المحاذاة أن تدرك أول الصلاة، بل لو سبقها بركعة أو ركعتين فحاذته فيما أدركت، تفسد عليه. (من "العينى" و "المسكين" و "الجوهرة")

(٢) قوله: "ويكره للنساء [يعنى الشواب منهن لخوف الفتنة. (الجوهرة)] حضور الجماعة "وقالا: يخرجن في الصلوات كلها، والفتوى اليوم على كراهة حضورهن في كل الصلوات، لظهور الفساد، ومتى كره حضورهن المساجد للصلاة؛ لأن يكره حضورهن مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحُلية العلماء أولى. (ملا مسكين)

(٣) قوله: "ولا بأس بأن تخرج العجوز . . . إلخ " لأنها أوقات ظلمة فتؤمن من وقوع نظر الأجنبي عليها، بخلاف الظهر والعصر ، لأنه لا تؤمن من ذلك ، كذا في "الفاتح" . وقال في "الجوهرة " : قوله : ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين ، هذا عند أبي حنيفة ، أما عندهما فتخرج في الصلوات كلها ، لأنه لا فتنة لقلة الرغبة فيهن ، وله : إن شدة الفتنة حاملة على الارتكاب ، ولكل ساقطة لاقط ، غير أن

رَحِمَهُ اللهُ، وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمّدٌ: يَجُوزُ خُرُوجُ العَجُوزِ في سَائِرِ الصَلَوَات.

ولا يُصَلّى الطَاهِرُ حَلْفَ مَن بِه سَلَسُ البَولِ (''، ولا الطَاهِرةُ حَلْفَ المُستَحَاضَة ('')، ولا القَارِئُ حَلْفَ الأمّى ('')، ولا المُ تَسَيّم ولا المُ تَسَيّم ولا المُ تَوَضّئِينَ ('')، ويَجُوزُ أَن يَوْم المُ تَيَمّمُ المُتَوَضّئِينَ ('')، والمَ المحقين الغَاسِلينَ ('').

الفُسّاق انتشارهم في الظهر والعصر، أما في الفجر والعشاء فهم نائمون، وفي المغرب بالطعام مشغولون، وفي الفيد الجبانة متسعة، فيمكنها الاعتزال عن الرجال، فلا يكره. والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها، لظهور الفسق في هذا الزمان، ولا يباح لهن الخروج عند أبي حنيفة، كذا في "المحيط"، فجعلها كالظهر، وفي "المبسوط": جعلها كالعيدين حتى إنه يباح لهن الخروج إليها بالإجماع -انتهى كلام صاحب "الجوهرة"-.

- (۱) قوله: "ولا يصلى الطاهر خلف من به سلس البول" ولا الطاهرة خلف المستحاضة، لأن فيه من بناء القوى على الضعيف، ويصلى من به سلس البول خلف مثله، ولا يجوز أن يصلى خلف من به سلس وانفلات ربح، لأن الإمام صاحب عذرين، والمأموم صاحب عذر واحد، كذا في "الجوهرة".
- (٢) قوله: "ولا الطاهرة خلف المستحاضة" فإن قيل: ما الفائدة في إعادة المسألة، وقد مرت في قوله: ولا يصلى الطاهر خلف من به سلس البول؟ قلنا: إن الاستحاضة عذر كسلس البول إلا أنه خص المستحاضة، لأنه يرد إشكال بأن الاستحاضة مانعة أم لا؟ فإن عند مالك رحمه الله تعالى دم الاستحاضة ليس بمانع، لأنه ليس بخارج معتادًا، ولهذا خص المستحاضة بعد قوله: ولا يصلى الطاهر خلف من به سلس البول، دفعًا لإزالة الإشكال. (الفاتح)
- (٣) قوله: "ولا القارئ خلف الأمى" ولا يصير شارعًا على الأصح حتى لو قهقه لا ينتقض وضوءه، والأمى هو من لا يعرف من القرآن ما تصح به الصلاة، وإن أمَّ الأمى أميين جاز، وإن أم قارئين فسدت صلاته وصلاتهم، وقال الجرجاني: إنما تفسد صلاته إذا علم أن خلفه قارئًا، وفي ظاهر الرواية لا فرق، وفي الكرخي إنما تفسد صلاته بالنية لإمامة القارى، أما إذا لم ينو إمامته لا تفسد كالمرأة، كذا في "الجوهرة".
- (٤) قوله: "ولا المكتسى خلف العريان [لقوة حالهما]" المراد من المكتسى اللابس شرعًا، أي مستور العورة، والمراد من العارى العارى شرعًا، أي غير مستور العورة، لا عرفًا، لجواز صلاة المكتسى شرعًا بمستور العورة، وإن كان هو عاريًا عرفًا، كذا في "فتح المعين"، ودليل مجموع ما ذكرنا أن صلاتهم ناقصة لفوت الشرط منها، فلا يجوز بناء الكامل على الناقض. (الفاتح)
- (٥) قوله: "ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين" وقال محمد رحمه الله: لا يجوز، لأن التيمم طهارة ضرورية لا يصار إليه إلا عند العجز، ولهما أنه طهارة مطلقة، حتى لا تتقيد بوقت الصلاة، كذا في "العيني". قال في "فتح المعين": ولهما ما روى أن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو متيمم عن الجنابة وهم متوضئون، فعلم عليه السلام، ولم يأمرهم بالإعادة، وأجمعوا على الصحة في الجنازة -انتهى مع حذف-.
- (٦) قوله: "والماسح على الخفين الغاسلين. . . إلخ "وهذا بالإجماع، لأن المسح طهارة كاملة لا تقف على الضرورة، لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم، وما حل بالخف يزيله المسح، كذا في "الجوهرة".

ويُصَلّى القَائِمُ خَلْفَ القَاعِد (')، ولا يُصَلِّى الذي يَركَعُ ويَسجُدُ خَلْفَ المُومِيُ (')، ولا يُصَلِّى فَرْضًا (') ولا مَن يُصَلِّى فَرْضًا (') خَلْفَ مَن يُصَلِّى فَرْضًا آخَرَ، ويصَلِّى فَرْضًا آخَرَ، ويُصَلِّى الْمُتَنَقِّلُ خَلْفَ المُفْتَرِضِ (٥).

(۱) قوله: "ويصلى القائم خلف القاعد" يعنى إذا كان القاعد يركع ويسجد، فاقتدى به قائم يركع ويسجد، وقال محمد: لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يُؤمّن أحد بعدى جالساً"، ولأنه اقتدى غير معذور بمعذور، فلا يصح. قال في جامع الفتاوي: والنفل والفرض في ذلك سواء عند محمد، ولهما حديث عائشة رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أمر أبابكر أن يصلى بالناس فلما دخل أبو بكر في الصلاة وجد في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين، فجاء فجلس عن يسار أبي بكر، فكن عليه السلام يصلى بالناس جالسن، وأبو بكر رضى الله عنه قائماً يقتدى أبو بكر بصلاة النبي في أنه عليه السلام كان إماماً وأبو بكر رضى الله عنه وهذا صريح في أنه عليه السلام كان إماماً وأبو بكر رضى الله عنه كان مبلغاً، إذ لا يجوز أن يكون للناس إمامان في صلاة واحدة، وكان هذه صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد، وتوفى عليه السلام يوم الاثنين، وهذا أصل مشروعية التبليغ، وجوازه إجماعاً إذا كانت الجماعة لا يصل إليهم صوت الإمام إما لضعفه أو لكثرة الجماعة، وتافق المذاهب الأربعة على كراهة التبليغ عند عدم الحاجة، وقالوا: إنه بدعة منكرة، ولأنه ليس من شرط صحة والم يشاركة المأموم للإمام في القيام بدلالة أنه لو أدرك الإمام في الركوع كبر قائماً وركع واعتد بتلك الركعة، ولم يشاركة المأموم للإمام في القيام. (الجوهرة والفتح)

(٢) قوله: "ولا يصلى الذي يركع ويسجد خلف المومئ" وهذا قول أصحابنا جميعًا، إلا زفر، فإنه يجوز ذلك، قال: لأن الإيماء بدل عن الركوع والسجود، كما أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل، فكما يجوز للمتوضئ خلف المتيمم فكذا هذا. قلنا: الإيماء ليس ببدل عن الركوع والسجود، لأنه بعضه، وبعض الشيء لا يكون بدلا عنه، فلو جاز الاقتداء به كان مقتديا في بعض الصلاة دون البعض، وذلك لا يجوز. (الجوهرة)

(٣) قوله: "ولا يصلى المفترض خلف المتنفل" لأنه أقوى حالا من المتنفل، ولأن الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام، فلا يتحقق البناء على المعدوم. (الجوهرة والعيني)

- (٤) قوله: "ولا من يصلى فرضًا. . . إلغ" وعند الشافعى: اقتداء مصلى الظهر بمصلى العصر يجوز، والأصل في هذا أن الاقتداء عنده مجرد المتابعة، وعندنا صيرورة صلاة المقتدى في ضمن صلاة الإمام صحة وفسادًا، وسواء تغاير الفرضان اسمًا، كمن صلى الظهر خلف مصلى العصر، أو صفة كمن صلى ظهرًا أمس خلف من يصلى ظهر اليوم، فإنه لا يجوز، بخلاف ما إذا فاتتهم صلاة واحدة من يوم واحد، فإنه يجوز، وإذا لم يجز إقتداء المقتدى، هل يكون شارعًا في صلاة نفسه؟ ويكون تطوعًا، ففي الخجندى نعم، وفي "الزيادات و"النوادر": لا يكون تطوعًا، ومن صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس، فجاء إنسان واقتدى به في الأخريين يجوز، وإن كان هذا قضاء للمقتدى، لأن الصلاة واحدة. (الجوهرة والفتح والعيني)
- (٥) قوله: "ويصلى المتنفل خلف المفترض" لأن الفرض أقوى، ولأن صلاة الإمام تشتمل على صلاة الممقتدى وزيادة، فصح اقتداءه، وقال مالىك: لا يجوز، كلذا في "المسكين وغيره"، وقال في "المفتح" و"الجوهرة": أطلق القول ليعم اقتداء من يصلى التراويح بالمكتوبة. لا يقال: إن القراءة في الأخريين في النوافل

ومَن اقتَدَى بِإِمَامٍ، ثُمَّ عَلِمَ (۱) أَنّه عَلَى غَيرِ طَهَارَة أَعَادَ الصَلاة (۲) ، ويَكرَهُ للمُصَلّى أَن يَعبَثَ بِثُوبِه أَو بِجَسَدِه (۲) ، ولا يُقلّبُ الحَصَى إلا أَن لا يُمكنَه السُجُودُ عَلَيه، فيسويّه (۱) مَرّة واحِدَة (۵) ولا يُفرقعُ أَصَابِعَه (۱) ولا يُشَبّكُ ولا يَتخصّرُ (۷) ولا يَسدُلُ (۸) ثَوبَه ولا يَكُفُّه (۹) ، ولا

الأربعة فرض في حق المتنفل ونفل في حق المفترض، فيكون في الأخريين اقتداء المفترض بالمتنفل، و ذا لا يجوز كما مر آنفاً ؟ لأنا نقول: صلاة المقتدى أخذت حكم صلاة الإمام بسبب الاقتداء، فلم يبق عليه قراءة لا فريضة ولا نافلة، ولهذا أى بسبب الاقتداء يلزمه قضاء ما لم يدركه مع الإمام من الشفع الأول، وكذا لو أفسد المقتدى صلاته يلزمه أربع ركعات في الرباعية، فكان تبعًا للإمام، فتكون القراءة في الشفع الثاني نفلا في حقه، كما هي نفل في حق الإمام.

(١) أي بعد أداء الصلاة. (ط)

(۲) قوله: "أعاد الصلاة" خلافًا للشافعي لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب وأعاد، ولم يأمر القوم بالإعادة. ولنا قوله عليه السلام: "إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه"، وعن على رضى الله عنه عن النبي على أنه صلى بهم، ثم جاء ورأسه يقطر ماء، فأعاد بهم، ولأن صلاته مبنية على صلاة الإمام، والبناء على الفاسد فاسد، كما إذا بان أن الإمام كافر أو مجنون أو امرأة أو خنثى أو أمّى، فإنه لا يجوز بالإجماع. والحديث الذي روى الشافعي لايدل على عدم الإعادة، لأن عدم الأمر للقوم لا يقتضى أن لا أعادوها، لأنه يحتمل أن القوم أعادوها، لما رأوا عمر رضى الله عنه أنه يعيدها، ويلزم للإمام إعلام القوم لو معينين بالقدر الممكن، ولو بكتاب أو رسول. (الفتح ومسكين وغيره)

(٣) قوله: "ويكره للمصلى أن يعبث بنوبه أو بجسده" العبث: كل لعب لا لذة فيه، وأما الذى فيه لذة، فهو لعب، وكل عمل مفيد لا بأس به في الصلاة؛ لأن النبي على عرق في صلاته، فسلت العرق عن جبهته، لأنه كان يؤذيه، وأما ما ليس بمفيد فيكره، والعبث مكروه غير مفسد، قال عليه السلام: إن الله كره لكم ثلاثا العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والضحك في المقابر، وروى أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، وقال عليه السلام: "إن في الصلاة لشغلا، أي شغلا للمصلى الصلاة، فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، وقال عليه السلام: إذا حك جسده لا تفسد صلاته، يعني إذا فعله مرة أو مرتين أو مراراً، وبين كل مرتين فرصة، أما إذا فعله ثلاث مرات متواليات، تفسد صلاته، كما لو نتف شعره مرتين لا تفسد، وثلاث مرات تفسد، وقال في الفيض: الحك بيد واحدة في ركن واحد ثلث مرات، يفسد صلاته إن رفع يديه في كل مرة، وإلا لا، واختلفوا في الحك هل الذهاب والرجوع مرة، أو الذهاب مرة والرجوع مرة أخرى، وفي الفتاوى: إذا حك جسده ثلاثا تفسد صلاته إذا كان بدفعة واحدة، كذا في "الجوهرة".

- (٤) قوله: "فيسويه مرة واحدة" لما روى في الكتب الستة عن معيقيب رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تمسح وأنت تصلى فإن كنت لابد فاعلا فواحدة». (الفتح)
- (٥) قوله: "مرة واحدة. . . إلخ " وتركه أفضل وأقرب إلى الخشوع، لأن ذلك نوع عبث، وقال عليه السلام لأبى ذر: مرةً يا أباذر! وإلا فذر، وقال بعضهم فيه سجعًا وهو سأل أبو ذر خير البشر عن تسوية الحجر، فقال: يا أبا ذر مرة وإلا فذر، كذا في "الجوهرة".

# يَعقصُ شَعْرَه (١) ولا يَلتَفتُ يَمِينًا وشمَالا (٢) ولا يُقعى كإقعَاء الكَلب (٦) ولا يَرُدّ السّلام

(٢) قوله: "ولا يفرقع أصابعه" وهو أن يغمزها أو يمدها حتى تصوت لقوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه: إنى أحب لك ما أحب لنفسى، لا تفرقع أصابعك وأنت تصلى، وقال عليه السلام: «الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة»، وحكم التشبيك كالفرقعة لقول ابن عمر رضى الله عنه في تشبيك الأصابع: تلك صلاة المغضوب عليهم، ورأى النبي على رجلا شبّك بين أصابعه في الصلاة، ففرق بين أصابعه، والتشبيك: إدخال أصابع إحدى اليدين في أصابع اليد الأخرى. (الجوهرة وفتح المعين)

 (٧) قوله: "ولا يتخصر [لأنه عمل اليهود، ولأن فيه ترك الوضع المسنون. (الجوهرة)]" وهو وضع اليد على الخاصرة وهي ما بين عظم رأس الورك وآخر ضلع في الجنب، وهو كره تحريمًا لقوله عليه الصلاة والسلام الاختصار في الصلاة راحة أهل النار والتشبيه بأهل النار ممنوع. (الفتح والطائي وغيره)

(٨) قوله: "ولا يسدل ثوبه" لما ورد أنه عليه السلام نهى عن السدل، وهو أن يضع الرداء على رأسه وكتفيه ويرسل أطرافه، أو يجعل القباء على الكتفين، ولم يدخل يديه في الكمين وهو مكروه، سواء كان تحته قميص أولا. (مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق)

(٩) قوله: "ولا يكفّه" وهو أن يرفعه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود، وكراهته لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف الشعر ولا الثياب» -انتهى- ويدخل في الكف تشمير كميه إلى المرفقين. (الفتح وغيره)

(۱) قوله: "ولا يعقص شعره" لما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى رجل وهو معقوص الشعر، ولما روى عن عمر رضى الله عنه أنه مر برجل ساجد عاقص شعره، فحله حلا عنيفًا، وقال: إذا طول أحدكم شعره فليرسله ليسجد معه. والعقاص هو أن يجمع الشعر على هامته ويشده بخيط أو بخرقة، أو بصمغ ليتلبد قبل الصلاة، ثم يدخل فيها كذلك، ولو عقصه في الصلاة تفسد صلاته، لأنه عمل كثير، وقيل في تفسيره أن يلف ذوائبه حول رأسه، كما تفعله النساء في بعض الأوقات. (العيني والفتح والمستخلص والجوهرة)

(٢) قوله: "ولا يلتفت يمينًا وشمالا" لقوله عليه الصلاة والسلام: "إياكم والالتفات في الصلاة"، فإنه هلكة، والالتفات المكروه أن يلوى عنقه حتى يخرج وجهه عن جهة القبلة، وأما إذا التفت بصدره، فسدت صلاته، ولو نظر بمؤخر عينه بمنة أو يسرة من غير أن يلوى عنقه لا يكره، لأن النبي على كان يلاحظ أصحابه رضى الله عنهم في صلاته بموق عينيه، موق العين: طرفها مما يلى الأنف، واللحاظ طرفها مما يلى الأذن، ومؤخر عينه بضم الميم وكسر الخاء مخففًا - طرفها الذي يلى الصدغ، ويكره أن يرفع رأسه إلى السماء الأنه كالالتفات. (الجوهرة النيرة)

(٣) قوله: "ولا يقعى كإقعاء الكلب" والإقعاء هو أن يقعد على إليتيه وينصب فخذيه، ويضم ركبتيه إلى صدره، ويضع يديه على الأرض، وهو الأصح، وهذا هو المراد في حديث أبى ذر رضى الله عنه: نهانى خليلى عن ثلاث أن أنقر كنقر الديك، وأن أقعى كإقعاء الكلب، وأن أفترش كافتراش الثعلب، وكراهته تحريمية، وما قبل في تفسيره أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه واضعًا يديه على الأرض مكروه أيضًا، لكن كراهته تنزيهية. (المستخلص والفتح)

بِلسَانِه ولا بِيَده (۱) ولا يَتَرَبَّعُ إلا من عُدْر (۱) ولا يَأْكُلُ ولا يَشْرَبُ (۱) فإن سَبَقَهُ الْحَدَثُ (۱) انصَرَفَ وَتَوَضَّأَ، وإن سَبَقَهُ الْحَدَثُ (۱) انصَرَفَ وَتَوَضَّأً، وبَنَى عَلى صَلاته (۱) إن لم يَكُنْ إمَامًا، فإن كَانَ إمَامًا (۱) استَخلَفَ (۷) وَتَوَضَّأً،

(۱) قوله: "ولا يرد السلام بلسانه [لأنه كلام] ولا بيده [لأنه سلام معنى]" أى السلام مكروه باليد والرأس وباللسان مفسد مطلقًا، ولا بأس بإجابة المصلى برأسه كما لو طلب منه شيء، أو رأى درهمًا وقيل جيد، فأومى برأسه بنعم أو لا، أو قيل: كم صليتم؟ فأشار بيده: إنهم صلوا ركعتين، ولو صافح بنية السلام، تفسد صلاته، ويكره السلام على القارى، والمصلى والجالس على البول والغائط. (الجوهرة والفتح)

- (٢) قوله: "ولا يتربع [لأن فيه ترك سنة القعود] إلا من عذر" والتربّع: هو إدخال الساقين والفخذين بعضها تحت بعض، ووضعهما على الأرض بمينًا وشمالا، وكره في الصلاة، فلا يكره خارجها، لترك سنة القعود فيها، والتعليل بأنه جلوس الجبابرة ليس بقوى، فإن النبي في كان يتربع في جلوسه في بعض أحواله حتى إنه كان يأكل يومًا متربعًا، فنزل عليه الوحى: كل كما يأكل العبد، وهو كان منزمًا من أخلاق الجبابرة، وكذلك كان جلوس عمر رضى الله عنه في مسجده عليه السلام متربعًا، والصحيح أن الجلوس على الركبتين أقرب إلى التواضع من التربع، وهو أولى في حالة الصلاة إلا عند العذر، لأن الأعذار تؤثر في فرض الصلاة، فكذا في هيئتها. (المستخلص والجوهرة وغيرهما)
- (٣) قوله: "ولا يأكل ولا يشرب" فإن فعل ذلك بطلت صلاته، سواء أكل أو شرب عامداً أو ناسيًا، لأنه معنى ينافى الصلاة، وحال الصلاة مذكرة، قال فى "النهاية": ما أفسد الصوم أفسد الصلاة، وما لا فلا، حتى إذا كان بين أسنانه شيء من طعام، فابتلعه إن كان دون الحمصة لم تفسد صلاته، لأنه تبع لريقه، لا أنه يكره، وإن كان قدر الحمصة فصاعدًا، أفسد الصلاة والصوم، وإن ابتلع دمًا بين أسنانه، لم تفسد صلاته إذا كانت الغلبة للريق، وإن ابتلع سمسمة أفسدت على المشهور، وعن أبي حنيفة لا تفسد. (الجوهرة)
- (3) قوله: "فإن سبقه الحدث [أو غلبه" والفرق بين السبق والغلبة أن السبق ما كان بغير عمله وقصده، والغلبة ما كان بعمله، لكن لم يقدر على ضبطه. (حاصل الجوهرة)]. . . إلخ "ولو من تنحنح أو عطاس وهو الصحيح، وقيد بالسبق لأنه لو خاف الحدث فانصرف ثم سبقه استأنف، والمراد بالحدث أن يكون غير موجب للغسل، ولا نادر الوجود، ولم يود ركنًا، ولم يفعل منافيًا له منه بُدّ، ولم يتراخ بلا عذر لزحمة، ولم يظهر حدثه السابق، كمضى مدة مسحه، ولم يتذكر فائتة وهو ذو ترتيب، فصاحب هذا النوع من الحدث يبنى صلاته على ما مضى. (فتح المعين)
- (٥) قوله: "انصرف [من ساعته فإن لبث قدر ما يؤدى الركن بطلت صلاته. (الجوهرة)] وتوضأ وبنى على صلاته "أى يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ، ويبنى أى يتم ما بقى من صلاته إن شاء، وإن شاء استأنف أى ترك ما مضى، وصلى من الابتداء، وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز له البناء، بل يستأنف لفساد الصلاة بانتقاض الطهارة، والمشى للمتوضى، وللحديث الوارد: إذا فسا أحدكم فى الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته، أخرجه أصحاب السنن. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "من قاء أو رعف فى صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم»، أخرجه ابن ماجة، والحديث السابق محمول على الاستحباب، أو على ما إذا فقد شرطًا من شروط البناء، والحديث. الثاني مذهب الخلفاء الراشدين، وكلمة "من" تناول الإمام والمنفرد والمقتدى، والأولى للمنفرد أن يستقبل، وللمقتدى أن يبنى احرازًا لفضيلة الجماعة، فالمنفرد بعد الوضوء يتخير

وبَنَى على صَلاتِه مَا لَم يَتَكَلَّم (١) ، والإستئناف أفضل (٢) ، وإن نَامَ فَاحتَلَمَ ، أو جُنَّ ، أو أغمى عَليه ، أو قَهْقَه ، استَأْنَف الوُضُوء والصَلاة (٣) .

وإن تَكَلَّمُ (') في صَلاتِه سَاهِيًا أوعَامِدًا بَطَلَتْ صَلاتُه (')، وإن سَبَقَهُ الحَدَثُ بَعدَ ما قَعَدَ قَدْرَ التَشَهُّدِ تَوَضَّا وسَلَّمُ (')، وإن تَعَمَّدَ الحَدَثَ في هَذِهِ الحَالَةِ ('')، أو تَكَلَّمَ، أو عَمِلَ قَعَدُ وَالتَشَهُّدِ تَوَضَّا وسَلَّمَ '')

بين إتمام صلاته في بيته وبين رجوعه إلى مصلاه، وهو أفضل، والمقتدى يعود إلى مكانه إن لم يفرغ إمامه من الصلاة، ولو أتم بقية صلاته في بيته لم يجز إلا أن يكون بيته بحذاء المسجد بحيث لو اقتدى به صح اقتداءه، وإن كان إمامه قد فرغ يتخير . (الفتح والعيني)

#### (٦) المحدث.

(۷) قوله: "استخلف" أى يجر الإمام من المقتديين من كان صالحًا للإمامة إلى مكانه، حتى لو استخلف امرأة فسدت صلاة المأمومين ولو نساء، ويتأخر بنفسه واضعًا يده على أنفه يوهم أنه قد رعف، فينقطع عنه الظنون، ولا يستخلف بالكلام، بل بالإشارة، ولو تكلم بطلت صلاتهم، خلافًا لمالك، ويقدم من الصف الذى يليه، وله أن يستخلف ما لم يجاوز الصفوف في الصحراء، وفي المسجد ما لم يخرج منه، ولو لم يستخلف حتى يليه، وله أن يستخلف ما لم يجاوز الصفوف ألا مام روايتان، ثم إذا استخلف ينبغي للخليفة أن يقوم مقامه قبل خروجه من المسجد، وينوى أن يكون إمامًا، ولو لم يقم إلا بعد الخروج، أو مجاوزة الصفوف، فسدت صلاتهم. (العيني والفتح)

- (١) لأن الكلام مفسد للصلاة عندنا.
- (٢) قوله: "والاستئناف أفضل" تحرزًا عن شبهة الخلاف، وهذا في حق الكل عند بعض المشايخ، والتفصيل مر أنفًا. (الجوهرة وغيرها)
- (٣) جميعًا لندرة وجود هذه العوارض في الصلاة، فلا يكون في معنى ما وردبه النص، وكذا القهقهة، لأنها بمنزلة الكلام. (الجوهرة)
- (3) قوله: "وإن تكلم" يعنى كلامًا يعرف في متفاهم الناس، سواء حصلت به حروف أم لا، حتى لو قال ما يساق به الحمار: فسدت صلاته. وقوله: بطلت . . . إلخ "لقوله عليه السلام لمعاوية بن الحكم السلمي: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تكبير وتسبيح وقراءة "، فإن أن في صلاته، أو تأوّه، أو بكى، فارتفع بكاءه، حصل به حروف إن كان من ذكر الجنة أو النار لم يضره، لأنه يدل على زيادة الخشوع، فكان بن معنى التسبيح، وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة، لأن فيه إظهار الجزع والتأسف، فكان من كلام الناس، وقال الشافعي: إن كان قليلا ساهيًا لم يبطل، لقوله عليه السلام: "رفع منكم الخطأ والنسيان" والحجة عليه ما روينا. (الجوهرة وغيرها)
  - (٥) لا وضوءه لقوله عليه السلام: «الكلام ينقض الصلاة لا الوضوء».
  - (٦) لأن التسليم واجب، فلا بد من التوضؤ ليأتي به، وعند الشافعي: تفسد صلاته. (العيني والجوهرة)

عَمَلا يُنَافى الصَلاةَ، تَمّت ْصَلاتُه (١)

وإن رَأى المُتَيَمَّمُ المَاءَ في ضَلاتِه (٢) بَطَلَتْ صَلاتُه (٣) وإن رَاهُ بَعْدَ ما قَعَدَ قَدْرَ التَشَهُّد (٤) أو كَانَ مَاسِحًا، فَانْقَضَتْ مُدّةُ مَسحِه (٥) أو خَلَعَ حُفِّيه بِعَمَلٍ قَلِيلٍ (١) ، أو كَانَ أُمَيّا،

(٧) أي بعد التشهد.

(۱) قوله: "تمت صلاته" لأنه لم يبق عليه شيء من الفرائض، وإنما بقى الخروج بفعله عنده، وقد وجد، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله أيضاً، والمراد بالتمام الصحة، إذ لا شك أنها ناقصة لتركه واجباً منها، وهذا النقص قار فيها بترك السلام، أي الواجب الذي لا يمكن استدراكه وحده، فيجب عليه إعادتها، لأنه حكم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم، ولو قال المصنف بدل تمت صحت لكان أولى، وقال الشافعي: لا تصح صلاته لتركه لفظ السلام، وهو فرض عنده. (العيني والفتح)

(٢) قوله: "وإن رأى المتيمم الماء في صلاته" وكذا إذا علم بأن أخبره عدل بقرب الماء، وهذا إذا لم يسبقه الحدث، أما إذا سبقه فانصرف ليتوضأ، فوجد الماء، فإنه يتوضأ ويبنى، ولا تبطل صلاته، كذا في "النهاية"، وقال في الإملاء: يستقبل ولا يبنى. (الجوهرة)

(٣) قوله: "بطلت إلخ" هذا إذا كان الماء مباحًا، أو كان مع أخيه أو صديقه، أما لو رآه مع أجنبي لا تبطل، ويمضى على صلاته، فإذا فرغ وطلبه منه، فأعطاه توضأ به واستأنف، وإن لم يعطهِ فهو على تيممه، (الجوهرة).

(3) قوله: "وإن رآه...إلخ" شرع في بيان المسائل التي تسمى اثنا عشرية، وهي المشهورة، والأصل فيها أن الخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة، فاعتراض هذه الأشياء في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة عنده، وعندهما الخروج ليس بفرض، فاعتراض هذه الأشياء كاعتراضها بعد السلام، لأن الخروج لو كان فرضاً لكان لا يتأدى إلا بفعل هو قربة كسائر الأركان من الركوع والسجود، ولأنه لو كان فرضاً لما تأدى بالحدث العمد، لاستحالة أن يقال: إن فروض الصلاة تتأدى بالحدث العمد والقهقهة، ولأبي حنيفة: أن هذه عبادة لها تحريم وتحليل، فلا يخرج منها على وجه التمام إلا بصنعه كالحج، ولأنه بعد التشهد، لو أراد استدامة التحريمة إلى خروج الوقت، أو دخول وقت صلاة أخرى منع من ذلك بالاتفاق، فلو لم يبق عليه شيء من الصلاة لما منع من البقاء على القعود، ولأنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه، واعلم أن فرضية الخروج بصنعه على تخريج البردعي، وعلى تخريج الكرخي ليس بفرض اتفاقًا، وهو الصحيح، كما قاله الزيلعي. وفي "المجتبى" وعليه المحققون، ذكره في "الدر المختار": فوجه قول أبي حنيفة: إن هذه المعاني تغير الصلاة، إذا وجدت في خلالها، فكذلك إذا وجدت في آخرها كنية الإقامة واقتداء المسافر بالمقيم. (الجوهرة وغيرها)

(٥) قوله: "فانقضت مدة مسحه" قيده الزيلعي بما إذا كان واجداً للماء، وإن لم يكن واجداً له لا تبطل، لأن الرجلين لا حظ لهما من التيمم، وقيل: تبطل لأن الحدث السابق يسرى إلى القدم، لكن الصحيح هو الأول، لأن انقضاء المدة ليس بحدث، وإنما يظهر الحدث السابق على المشروع، فكأنه شرع من غير طهارة، فصار كالمتيمم إذا أحدث فوجد ماء، فإنه لا يبنى، ثم بطلان الصلاة بمضى مدة المسح مقيد، بأن لم يخف تلف رجليه من البرد، وإلا فيمضى. (الفتح)

(٦) قوله: "أو خلع خفيه بعمل قليل" يحترز مما إذا كان بعمل كثير، فإن صلاته تصح إجماعًا، وإنما يتصور خلعه بعمل قليل، بأن يكون الخف واسعًا، لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة. (الجوهرة) فَتَعَلَّمَ سُورَةً (1) ، أو عُرِيَانًا، فوَجَدَ ثُوبًا (1) ، أو مُومِئًا، فقَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، أو تَذَكَّرَ أَنَ عَلَى الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، أو تَذَكَّرَ أَنَ عَلَيه صَلاةً قَبلَ هَذِه (1) ، أو أحدَثَ الإَمامُ القَارِئُ، فَاستَخلَفَ أُمَيّا (1) ، أو طَلَعَتِ الشَّمْسُ في صَلاة الفَجْرِ (1) ، أو دَخَلَ وَقْتُ العَصْرِ في العَجُمُعَةِ (1) ، أو كَانَ مَاسِحًا عَلَى العَبِيرَةِ (٧) ،

(١) قوله: "فتعلم سورة [أى تذكرها، أو سمع من يقرأها فحفظها]" وكان قد صلاها بغير قراءة، فتعلم ما يجوز به الصلاة إما بالتذكر أو بمجرد السماع، أما إذا تعلم متلقنًا من غيره، فهو عمل كثير فتصح إجماعًا، وهذا أيضًا إذا كان إمامًا، أو منفردًا، وأما إذا كان مأمومًا لا تبطل إجماعًا، ولو تعلمها وهو في وسط الصلاة، لأنه لاقراءة عليه، قيد السورة وقع اتفاقًا، والمراد بها الآية، أو هو على قولهما، وأما عند أبي حنيفة فالآية تكفى، كذا في "العيني" و" الجوهرة".

- (٢) قوله: "أو عريانًا فوجد [تجوز فيه الصلاة. (ط)] ثوبًا [يعنى بالملك] " بأن يكون ساترًا لعورته، ولم يكن فيه نجاسة مانعة، أو كانت وعنده ما يزيلها أو لم يكن ولكن ربعه أو أكثر منه طاهر، فلو كان الطاهر أقل، أو كان كله نجسًا لا تبطل، لأن المأمور به الستر بالطاهر، فكان وجوده كعدمه. (العيني والفتح)
- (٣) قوله: "أو تذكر أن عليه [أو على أمامه] صلاة قبل هذه" ولو كانت وتراً، وهذا إذا كان في الوقت سعة وهي في حيز الترتيب لم تبطل. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "فاستخلف أميّا" وقيل: إن الصلاة تفسد في هذه المسألة إجماعًا، لأن الاستخلاف عمل كثير، وقيل: لا تفسد، لأنه عمل غيرمفسد، والأصح أنه مفسد. (الجوهرة والعيني)
- (٥) قوله: "أو طلعت الشمس" [بعد ما قعد قدر التشهد. (ع)]" ليس المراد أن ينظر إلى القرص، بل إذا رأى الشعاع الذي لو لم يكن تُم جبل يمنعه لرأى القرص، كما في بلادنا، فإنها تبطل صلاته. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "أو دخل [هذا على اختلاف القولين في تقدير الظل . (الجوهرة)] وقت العصر [بعد التشهد] في الجمعة إنما قيد بها لأن الوقت شرط لصحة صلاة الجمعة ، بخلاف ما إذا دخل وقت صلاة العصر في صلاة الظهر ، فإنها لا تبطل ، وقيل تخصيص الجمعة اتفاقى ، لأن الحكم في الظهر كذلك ، كذا في "الهداية" و"المسكين". فإن قيل: كيف يتحقق الخلاف؟ فإن دخول العصر عنده إذا صار ظل كل شيء مثله، وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله . قلنا: هذا على قول حسن بن زياد ، فإن عنده وقت مهملة بين خروج الظهر ودخول العصر ، فإذا صار ظل كل شيء مثله يتحقق الخروج عندنا ، وصارت الصلاة تامة ، وعنده إذا صار ظل كل شيء مثله ، (الفاتح)
- (٧) قوله: "أو كان ماسحًا على الجبيرة...إلخ" وكذا إذا كانت أمة فأعتقت وهي مكشوفة الرأس، أو كان صاحب العذر، فانقط عذره كالمستحاضة ومن في معناها، ولو عرض هذا كله بعد ما عاد إلى سجدتي السهو، فهو على هذا الخلاف، يعنى أن عند أبى حنيفة إن كان فهو على هذا الخلاف، يعنى أن عند أبى حنيفة إن كان بعد ما قعد قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعندهما صحيحة، وإن كان قبل قعوده قدر التشهد فهى فاسدة إجماعًا، ويحتمل أن تكون عندهما صحيحة، ولو لم يقعد قدر التشهد بعد سجود السهو، وعنده فاسدة، لأن سجود السهو يرفع التشهد، وإن اعترض له شيء من هذا بعد ما سلم قبل أن يسجد للسهو، فصلاته تامة إجماعًا، أما عندهما فظاهر، وأما عنده فلأنه بالسلام يخرج من التحريمة، ولهذا لا يتغير فرض المسافر بنية الإقامة في هذه الحالة، وكذا إذا سلم إحدى التسليمتين، لأن انقطاع التحريمة يحصل بتسليمة واحدة. (الجوهرة)

فَسَقَطَتْ عَن بُرْء (۱)، أو كَانَت مُستَحَاضَةً (١)، فَبَرِئَت بَطَلَت ْ صَلاتُهُم في قَولِ أَبِي حَنِيغَة (١)، وقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمّدٌ: تَمّت ْ صَلاتُهُم في هَذِهِ المَسَائِل (١).

#### بابُ قَضَاء الفَوَائِتِ (٥)

ومَن فَاتَتْهُ صَلاةٌ (٦) قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا (٧)، وقَد مَهَا عَلى صَلاة الوَقْت (٨) إلا أَن يَخافَ

(١) قوله: "فسقطت عن برء" ولو سقطت لا عن برء لم تبطل بالاتفاق. (الفتح)

(٢) قوله: "أو كانت مستحاضة" فبرأت بأن توضأت مستحاضة مع السيلان، وشرعت في الظهر وقعدت قدر التشهد، فانقطع الدم، ودام الانقطاع إلى غروب الشمس، تعيد الظهر عنده، كما لو انقطع في خلال الصلاة. (من "الفتح" و "المسكين")

- (٣) قوله: "بطلت صلاتهم [وتنقلب نفلا في ثلاث مسائل، وهو إذا تذكر فائتة أو طلعت الشمس أو خرج وقت الظهر في الجمعة. (الجوهرة)] في قول أبي حنيفة . . . إلخ "أى بطلت الصلاة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسائل، وهي اثنى عشر، وعندهما: تمت بناء على أن الخروج من الصلاة بفعل المصلى فرض عند آبي حنيفة، فاعتراض هذه العوارض بعد التشهد قبل التسليم كاعتراضها في أثناء الصلاة، ولو اعترضت في أثنائها تفسدها، فكذا ههنا، وعندهما الخروج من الصلاة ليس بفرض فاعتراضها في هذه الحالة كاعتراضها بعد التسليم، ولو اعترضت بعده لا تفسد الصلاة، فكذا ههنا وبقولهما: يفتى. (الفتح والعيني ومسكين والطائي)
- (٤) قوله: "تمت صلاتهم الخ" لقوله ﷺ: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك"، قلنا: معناه قاربت التمام، كما قال عليه السلام: "من وقف بعرفة فقدتم حجه" أي قارب التمام، وله: إنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه الصلاة، وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به أن يكون فرضًا -والله أعلم-. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "قضاء إلغ " لما فرغ من بيان أحكام الأداء وما يتعلق به وهو الأصل شرع في القضاء وهو حلفه ، إذ الأداء عبارة عن تسليم نفس الواجب، والقضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب، والتسليم مثل الواجب إنما يكون عند العجز عن تسليم نفسه، كما في المضمونات، والأداء يجوز بلفظ القضاء إجماعًا، وفي القضاء بلفظ الأداء خلاف، والصحيح أنه يجوز، وإنما قال: قضاء الفوائت ولم يقل: قضاء المتروكات، لأن الظهر من حال المسلم أنه لا يترك الصلاة عمدًا، بل تفوته باعتبار غفلة، أو نوم، أو نسيان، أو غير ذلك، كالقابلة إذا خافت موت الولد والمسافر إذا خاف من اللصوص، ألا ترى أن رسول الله يَجِيُّ أخر الصلاة عن وقتها يوم الخندق، والدليل على وجوب القضاء قوله في "إذا رقد أحدكم أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها"، فإن الله تعالى يقول: ﴿أقم الصلاة للأكرى ﴾ وفيه إفادة كون القضاء عند الذكر فرضًا على الفور لأن جزاء الشرط لا يتراخى عنه، والقضاء فرض في المفرض، وواجب في الواجب، وسنة في السنة، يعني خصوص سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض، لأن الصحيح عدم قضاء ما عداها، وإن فاتت مع الفرض، وإن صلى فرض صلاة النجر مع الجماعة، وإذا لم يمكن له أن يصلى عنم قضاء ما عداها، وإن فاتت مع الفرض، وإن صلى فرض صلاة النجر مع الجماعة، وإذا لم يمكن له أن يصلى سنة الفجر قبل الجماعة، فليصلها بعد طلوع الشمس قبل الزوال، وإنما ذكر الفوائت بلفظ الجمع وقال: في الحج سنة الفجر قبل الجماعة، فليصلها لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. (الجوهرة والفتح ومسكين)
  - (٦) وكذا إذا تركها عمدًا يجب القضاء أيضًا.
  - (٧) لقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلُّها إذا ذكرها». (ج)

# وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ (١): لا يَجُوز (١ أَقَلَّ مِن ثَلاثِ آيَات قِصَارٍ، أُو آيَةً طَويلَة (٢)، ولا يَقرَأ المَوْتَمَّ خَلْفَ الْإِمَام (٤)، ومَن أَرَادَ الدُّخُولَ في صَلاةٍ غَيرِه (٥)، يَحتَاجُ إِلَى

تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرَّانِ ﴾ من غير فصل بين القصير والطويل. (الفاتح)

(١) قوله: "وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله [وقولهما في القراءة احتياط، والاحتياط في العبادات أمر حسن]: لا يجوز أقل . . . إلخ" أي قالا: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ، لأن القارئ لما دونها لا يسمي قارئًا عرفًا، سواء كانت من الفاتحة أو من غيرها، ولأن الإعجاز لا يقع بدونها، وقال الشافعي: قراءة الفاتحة في كل ركعة فرض، وقال مالك: الفاتحة وضم سورة فرض، ثم على قولهما لو قرأ آية قصيرة ثلاث مرات، قال بعضهم: لا يجوز، وقال بعضهم: يجوز، وفي الفتاوي: أو قرأ نصف آية مرتين، أو كرر كلمة واحدة من آية واحدة مرارًا، حتى يبلغ أية تامّة لا يجوز. واعلم أنه يستحب في الصلوات كلها ما خلا الفجر التسوية بين ركعتين في القراءة عندهما، وقال محمد: أحب إلىّ أن يطول الأولى على الثانية في الصلوات كلها، وأما في الفجر فيستحب تطويل الأولى على الثانية بالإجماع، ليدركها المتأخر، وفيه إعانة له، لأنها وقت نوم وغفلة، بخلاف سائر الأوقات، لأنها وقت علم ويقظة، فلو تغافلوا في غير الفجر إنما يتغافلون باشتغال دنياهم، وذلك مضاف إلى تقصيرهم، وأما غفلتهم بالنوم فليس باختيارهم، كذا في "الجوهرة". ثم اعلم أنه يعتبر التطويل من حيث الآي، إذا كان بين ما يقرأ في الأولى، وبين ما يقرأ في الثانية تفاوت من حيث الآي، وأما إذا كان بين الآي تفاوت طولا وقصرًا، فيعتبر التفاوت من حيث الكلمات والحروف، وينبغي أن يكون التفاوت ببقدر الثلث والثلثين والثلثان في الأولى والثلث في الثانية، وهذا بيان الاستحباب، أما بيان الحكم فالتفاوت وإن كان فاحشًا لا بأس يه، وإطالة الثانية على الأولى تكره إجماعًا، أي تنزيها في غير ما وردت به السنة، كما أخرجه الشيخان من أنه عليه السلام كان يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بالأعلى، وفي الثانية بالغاشية، وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث، ويكره التفاوت بثلاث آيات وأما بآية أو آيتين، فلا يكره. (مسكين وفتح المعين)

- (٢) وفي نسخة: لايجزئ.
- (٣) كأية الكرسي وأية المداينة.
- (٤) قوله: "ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام" لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمعُوا لَه وَأَنصِتُوا﴾ الآية، وأكثر أهل التنسير على أن هذا خطاب للمقتديين، وقال مالك: يقرأ في السرية لا في الجهرية، وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة في الكل، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».

ولنا: الآية المتقدمة وحديث أبى هريرة: فإذا قرأ الإمام فأنصتوا، قال مسلم: هذا الحديث صحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام: "من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له"، أخرجه الطحاوى. وقول جابر: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلا أن يكون خلف الإمام"، كما في الترمذي. وعن جابر بن عبد الله أن النبي على صلى ورجل خلفه يقرأ، فجعل رجل من خلف النبي على النبي على القراءة في الصلاة، فلما انصرف أقبل عليه الرجل، فقال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله على فتنازعا حتى ذكر ذلك للنبي على فقال عليه السلام: "من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام قراءة له". وعن عبيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم، فقالوا: لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلاة. وسئل عبد الله بن مسعود عن القراءة خلف الإمام، قال: أنصت فإن في الصلاة شغلا سيكفيك ذلك.

نيَّتَين: نيّة الصكلاة، ونيّة المُتَابَعَة.

#### بارُ الجماعة(١)

#### والجَماعَةُ (٢) سُنّةٌ مُؤكّد أُو (٦)، وأولَى النَاسِ (٤) بالإمَامَةِ أعلَمُهُم بالسُّنّة (٥)، فإن تَسَاوَوْا

وعن ابن عمر قال: من صلى خلف الإمام كفته قراءته. وعن علقمة ابن قيس قال: لأنْ أعض على صخرة أحب إلى من أن أقرأ خلف الإمام. قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرًا. وعن زيد بن ثابت قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له، وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أمّ رسول الله علي في العصر، قال: فقرأ رجل خلفه، فغمزه الذي يليه، فلما أن صلى قال: لم غمزتني قال: كان كان رسول الله ﷺ قدامك فكرهت أن تقرأ خلفه، فسبمعه النبي ﷺ فقال: من كان له إمام فإن قراءته له قراءة. وما رواه الشافعي يدل ظاهره على فساد صلاة من لم يقرأ بها، ولكنه لابد من التخصيص؛ لأن أكثر الأئمة على عدم فرضية القراءة على المقتدي لما رويناه لك من الأحاديث الصحيحة. وأما تأويله بصلاة كاملة، وإن استبعده المحقق ابن الهمام صحيحة يدل على صحة قوله ﷺ: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج -أي ناقصة غير تمام-"، وحمل النقصان على عدم الصحة بعيد، فما في "الهداية": ويستحسن قراءة الفاتحة في السرية احتياطًا فيما يروي عن محمد ضعيف، والمشهور من مذهب أثمتنا ومشايخنا أن القراءة خلف الإمام مكروه كراهة تحريم، لما جاء فيه من التشدّد عن الصحابة على ما أخرجه محمد في "الموطأ"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، ثم وجوب الاستماع لا يخص المقتدي، و لا كون القاري إمامًا، لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، فالإمام مأمور بإنصاته عما سوى القرآن حين قراءته، والمقتدي مأمور باستماع القرآن وإنصاته، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. قال في "المستخلص": قال الشافعي: ينقرأ الفاتحة لأن الفاتحة ركن من الأركان، فيشتركان أي الإمام والمأموم. وجوابه قد مرّ من قبل. ولنا قوله عليه السلام: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، وعليه إجماع الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة»، وعن سعد بن أبي وقاص وزيد ابن ثابت: "من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له"، كذا في " فتح المعين "وغيره، فمن شاء التفصيل فليرجع إلى "المرقاة" و "اللمعات" و "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعلامة العيني رحمه الله تعالى.

(٥) قوله: "ومن أراد الدخول . . . إلخ" لأن فساد صلاة الإمام مؤثر في فساد صلاة المأموم، وفي ذلك إضرار به، فلا يلزمه إلا بالتزام نية الإمام، كذا في "الفاتح شرح القدوري"، والأفضل أن ينوى المتابعة بعد قول الإمام ألله أكبر حتى يصير مقتديًا، ولو نوى حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة العلماء، وقال أبو سهل: لا يجوز . (الجوهرة)

(۱) قوله: "باب الجماعة" أخر باب الجماعة عن باب صفة الصلاة، لأنه ذكر فيه أكثر مسائل صلاة المنفرد، وفي هذا مسائل الجماعة وصلاة المنفرد بالنسبة إلى صلاة الجماعة كالجزء والكل، والجزء مقدم على الكل، فلهذا قدم باب صفة الصلاة على باب الجماعة، وفي بعض النسخ ليس باب الجماعة، فعلى هذا لا ضرورة لهذه النكتة. (محمد سليمان عفي عنه)

(٢) قوله: "و الجماعة" للإمامة شروط وهي البلوغ والإسلام والعقل والذكورة وحفظه من القرآن قدر ما يجزئ، وأن يكون الإمام صحيحًا لا عذر به، وأيضًا هي قسمان: الكبرى والصغرى، فالكبرى: استحقاق تصرف عام ونصب الإمام من أهم الواجبات، فلهذا قدموه على دفن صاحب المعجزات، ويشترط كونه حرّا

مسلماً ذكراً عاقلا بالغاً قادراً، ويكره تقليد الفاسق، ويعزل به، وينعزل بطريان ما يفوّت المقصود من الردة والجنون المطبق، وصيرورته أسيراً لا يرجى خلاصه، والعمى والخرس والصم والمرض الذي ينسى العلوم، وخلعه نفسه عن الإمامة لعجزه. والصغرى: ربط صلاة المقتدى بصلاة الإمام، أو اتباع المصلى في جزء من صلاته، فالإمام هو المتبوع، والحكمة في ذلك قيام نظام بين المصلين، ولهذا شرعت في مساجد المحال ليحصل التعاهد باللقاء في الأوقات، وليتعلم الجاهل من العالم الصلاة. (فتح المعين شرح كنز الدقائق)

(٣) قوله: "سنة مؤكدة" في الصلوات الخمس، وما في حكمها، كالتراويح والوتر بعدها دون النفل، كذا في الطائي، قال في "العيني" و "فتح المعين": سنة مؤكدة، أي شبيهة بالواجب، حتى استدل بملازمتها على وجود الإيمان، وقيل: فريضة، وقيل: فرض كفاية، وقيل: فرض عين، وبه قال أحمد وأهل الظواهر، ومن فاتته جماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر، والحجة على القائلين بفرضيتها قوله عليه السلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين ، وهذا يفيد جواز الصلاة انفرادًا ، فلو كانت الجماعة فرض عين لما جاز صلاته منفردًا، ولو كانت فرض كفاية لكانت تسقط عمن لم يحضر الجماعة بفعله ﷺ وفعل أصحابه، ولما هَمّ بإحراق بيوتهم حين تخلفوا عن الجماعة، انتهى مع حذف يسير. والجماعة سنة مؤكدة أي قريبة من الواجب. وفي "التحفة": واجبة، لقوله تعالى: ﴿وَاركَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ﴾ هذا يدل على وجوبها، وإنما قلنا سنة لقوله عليه السلام: الجماعة من سنن الهدى، لا يتخلف عنها إلَّا منافق، وقال عليه الصلاة والسلام: «ما من ثلاثة في قرية ولا يؤذن فيهم ولا يقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية». استحوذ أي استولى عليهم، وتمكن منهم. وإذا ثبت أنها سنة مؤكدة، فإنها تسقط في حال العذر، مثل المطر والريح في الليلة المظلمة، وأما بالنهار فليست الريح عذرًا، وكذا مدافعة الأخبثين، أو أحدهما، أو كان إذا خرج يخاف أن يحبسه غريمه في الدين، أو يخاف الظلمة أو يريد سفرًا وأقيمت الصلاة، فيخشى أن تفوته القافلة، أو كان قيما بمريض، أو يحاف ضياع ماله، أو حضر العشاء وأقيمت صلاة العشاء ونفسه تتشوق. إليه، وكذا إذا حضر الطعام في غير وقت العشاء، ونفسه تتشوق إليه، وكذا الأعمى لا يجب عليه حضور الجماعة عند أبي حنيفة، وإن وجد قائدًا، وعندهما يجب إذا وجد قائدًا، ولا يجب على مقعد ومقطوع اليد والرجل من خلاف، ولا مقطوع الرجل، ولا الشيخ الكبير الذي لا يستطيع المشي، وأقل الجماعة اثنان ولو صلى معه صبى يعقل الصلاة كانت جماعة، حتى لو حلَّف لا يصلي بجماعة، وأم صبيًّا يعقل جنث، كذا في الفتاوي، ولو صلى في بيته بزوجته أو حاريته أو ولده، فقد أتى بفضيلة الجماعة، ولو نام، أو سهي، أو شغل عن الجماعة، فالمستحب أن يجمع أهله في منزله فيصلى بهم، وقد قال عليه السلام: من صلى أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتب الله له براءتين براءة من النار، وبراءة من النفاق. (الجوهرة)

#### (٤) أي أحق الناس من غيرهم.

(٥) قوله: "أعلمهم بالسنة [أى الشريعة (الجوهرة)]" أى الأعلم بما يصلح الصلاة وخصصه بأنه أعلم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة، وقال أبو يوسف: الأقرأ أحق عملا بظاهر ما في الصحيح يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلامًا، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: «مروا أبا بكر رضى الله عنه فليصل بالناس»، وكان ثمه من هو أقرأ منه بدليل ما روى أقرأكم أبي رضى الله عنه، فلم يبق إلا لكونه أعلم وقدم الأقرأ في الحديث، لأنهم كانوا يتلقون القرآن بأحكامه حتى روى عن عمر رضى الله عنه أنه حفظ البقرة في اثنتي عشرة سنة، وقال ابن عمر رضى الله عنه أو جرها وحلالها وحرامها،

فأَقْرَأُهُم (١)، فَإِن تَسَاوَوْ ا فأُورَعُهُم (٢)، فإن تَسَاوَوْ ا فأَسَنَّهُم (٣).

#### ويكرَهُ تَقديمُ العَبد (1) والأعْرَابيّ (٥) والفَاسق (٦) والأعمَى (٧) ووَلَد الزِنَا (٨) فإن تَقَدّ مُوا

فيلزم من كونه أقرأ أن يكون أعلم، وقوله عليه السلام: «ليؤم القوم أعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقرأهم لكتاب الله» الحديث، ولا تعارض بين الأحاديث لما مر من التطبيق. (فتح المعين)

- (١) قوله: "فأقرأهم" يعني إذا استووا في العلم واحد قارئ، قدم القارئ، لأن فيه زيادة. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "فأورعهم" أى المحترز عن شبهة الحرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن سرّكم أن يتقبل الله صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم"، أى رسلكم فيما بينكم وبين ربكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "من صلى خلف عالم تقى فإنها صلى خلف نبى"، وعلى تقديم الأورع على الأسن جرى الأكثر عكس ما في "المحيط". (الفتح وغيره)
- (٣) قوله: "فأسنّهم" لقوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن حويرت ولصاحب له: "إذا حضرت الصلاة فأذّنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما"، ولأن في تقديم الأسن تكثير الجماعة، فإن كانوا في السن سواء، فأحسنهم وجهّا، أو أحسنهم خلقًا ومعاشرة، فإن كانوا سواء فأشر فهم نسبًا، فإن تساووا يقرع بينهم، ولو قدموا غير الأولى أساءوا بلا إثم، ولو أم قومًا وهم له كارهون لفساد فيه، أو لأن غيره هناك أحق بالإمامة منه، كره له ذلك تحريًا، لحديث أبى داود: "لا يقبل الله صلاة من تقدم قومًا وهم له كارهون"، والمراد بالأحسن وجهًا أكثرهم صلاة بالليل. (الفتح والمسكين)
- (٤) قوله: "ويكره تقديم العبد [لأنه لا يتفرغ للتعلم]" ولو كان معتقا لغلبة الجهل عليه لاشتغاله بخدمة مولاه، ولأنه مستخفِّ به، وينفر الناس عنه. (الطائي و الجوهرة)
- (٥) قوله: "والأعرابي [للحنه وجهله، وهو من يسكن البادية عربيًا كان أو عجميًا. (ع)]" الأعرابي منسوب إلى الأعراب -بفتح الهمزة من أوزان الجمع لا واحدله، وليس جمع العرب، وهو البدوي، وكره إمامته لبعده عن مجالس العلم كما حكى أن أعرابيًا اقتدى بإمام في صلاة المغرب، وقرأ الإمام: ﴿الأعْرَابُ أَشَدَ كُفُرًا ونِفَاقًا ﴾ الآية، فلما سمع الأعرابي انصرف وأخذ عصًا، وضرب به على كتف الإمام، ثم اقتدى ثانيًا، وقرأ الإمام: ﴿وَمِنَ الأَعرَابِ مَن يؤمن بالله وَاليَوم الآخر ﴾ الآية، فقال الأعرابي وهو في الصلاة: قد نفعك العصا، فهذا يدل على غالب جهلهم، فإن كان عالمًا تقيّا فهو كغيره، ويستحب تقديمه، كذا في "الفتح" و "المستخلص". الأعرابي هو ساكن البادية عربيًا أو عجميًا. (العيني شرح كنز الدقائق)
- (٦) قوله: "والفاسق [لأنه لا يهتم لأمر دينه]" وهو الذي يشرب الخمر، ويعصى الله تعالى، ويخرج عن طريق العبادة، ويدخل في طريق المعصية، وكره إمامته لأنه لا يهتم بأمر دينه، ولأن في تقديمه تقليل الجماعة، وقال مالك: لا تجوز الصلاة خلفه. (الفتح والمستخلص والفاتح)
- (٧) قوله: "والأعمى" لأنه لا يحترز النجاسة، ولا يهتدي إلى القبلة إلا بغيره، وفي "المحيط": إذا لم يكن غيره من البصراء أفضل منه فهو أولى، وقد استخلف النبي على ابن أم مكتوم على المدينة. (الجوهرة والعيني)
- (٨) قولمه: "وولمد الزنا" لنفرة الناس عنه ليكونمه متّهمًا، ولأنه ليس لمه أب يعلّمه أحكام الدين، فغلبه الجهل. (العيني والجوهرة)

جَازَ (١)، ويَنبَغى للإمَام (٢) أن لا يَطُولَ بهم الصَلاة (٢).

ويكرَهُ للنساء أن يُصلّينَ وَحدَهُن بجَماعَة ''، فإن فَعَلنَ، وَقَفَت الإَمَامَةُ وَسَطَهُن (°) كَالعُرَاة (٦)، ومَن صَلّى مَعَ وَاحِد أَقَامَه عَن يَمِينه (٧)، وإن كَانَا اثنَين تُقَدّمُهُمَا (٨)، ولا يَجُوزُ

(۱) قوله: "جاز" لقوله عليه الصلاة والسلام: "صلوا خلف كل بر وفاجر"، أخرجه الدارقطني، ولأن ابن عمر وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة والتابعين كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف مع أنه كان أفسق أهل زمانه، حتى قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بجنايتها وجئنا بأبي محمد لغلبناهم، يعنى الحجاج. وتكره الصلاة خلف شارب الخمر وآكل الربا، لأنه فاسق. (الجوهرة)

#### (٣) يعني بعد القدر المسنون.

- (٤) قوله: "أن يصلين وحدهن بجماعة" بغير رجال، سواء في ذلك الفرائض والنوافل والتراويح، وأما في صلاة الجنازة، فذكر في "النهاية": أنه لا يكره لهن أن يصلينها بجماعة، وتقف الإمامة وسطهن، لأنهن إذا صلينها فرادى فرادى أدى ذلك إلى فوات الصلاة على البعض، لأن الفرض يسقط بأداء الواحدة، فتكون الصلاة من الباقيات نفلا، والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع، كذا في "الجوهرة".
- (٥) قوله: "فإن فعلن وقفت الإمامة وسطهن [تحرزًا عن زيادة الكشف، ولأن عائشة رضى الله عنها فعلت كذلك]" وبقيامها وسطهن لا تزول الكراهة، لأن في التوسط ترك مقام الإمام، وإنما أرشد الشيخ إلى ذلك لأنه أقل كراهة من التقدم، إذ هو أستر لها، ولأن الاحتراز عن ترك الستر فرض، والاحتراز عن ترك مقام الإمام سنة، فكان مراعاة الستر أولى، فإذا صلين بجماعة صلين بلا أذان ولا إقامة، وإن تقدمت عليهن إمامتهن لم تفسد صلاتهن. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "كالعراة" العراة جمع عار من الثوب، وفيه إيماء إلى أن كراهة جماعة العراة أيضاً كراهة تحريم، لاتحاد اللازم، وهو إما ترك واجب التقدم، أو زيادة الكشف، كذا في "فتح المعين". ولو أن قومًا عراة أرادوا الصلاة، فالأفضل أن يصلوا وحدانًا قعودًا بالإيماء، ويتباعد بعضهم عن بعض، فإن صلوا بجماعة وقف الإمام وسطهم كالنساء، وصلاتهم بجماعة مكروهة. (الجوهرة)

للرجَال أن يَقتَدُ وا بِامْرَأَة أو صَبِي (١)

#### ويَصُفُّ الرجَالُ (أ)، ثُمَّ الصبيانُ (٢)، ثُمَّ الخُنثَى، ثُمَّ النسَاءُ (١)، فإن قَامَتُ امْرَأَةٌ إلَى

(٧) قوله: "ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه" أى ولو صبيًا يعقل أقامه عن يمينه بلا فرجة؛ لأنه عليه السلام صلى بابن عباس رضى الله عنه فأقامه عن يمينه، وعن محمد أنه يضع أصابعه عند عقب الإمام، والأول هو الظاهر، والعبرة لموضع الوقوف لا لموضع السجود، حتى لو كان المقتدى أطول من الإمام، فوقع سجوده أمام الإمام لم يضره، وقوله عن يمينه قيد للفضيلة، حتى لو صلى في يساره أو خلفه جاز، ويكون مسيئًا لمخالفته السنة. (الفتح والعيني وغيرهما)

(A) قوله: "تقدمها" وعن أبى يوسف أنه يتوسطهما، لأن ابن مسعود رضى الله عنه صلى بعلقمة والأسود في بيته وقام وسطهما، ولهما أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأنس ويتيم، فأقامهما خلفه، وأم سليم رضى الله عنهم وراءهما، وفعل ابن مسعود رضى الله عنه كان لضيق المقام، كذا قال النخعى: وهو أعلم الناس لمذهب ابن مسعود رضى الله عنه، والمرأة في حكم الاصطفاف كالعدم، حتى لو كان خلفه رجل واحد وامرأة يقوم الرجل بحذاءه، كما لو لم يكن معه امرأة، وإن كثر القوم كره قيام الإمام وسطهم تحريًا لترك الواجب أى التقدم. (الفتح والعينى)

(١) قوله: "ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبى [لأنه متنفّل]" أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام: «أخّروهن من حيث أخّرهن الله»، أى كما أخّرهن الله في الشهادات والإرث وجميع الولايات، وأما الصبى فلا تجوز إمامته للبالغين، لأنه متنفل، سواء كان في التراويح أو النفل المطلق، أو غيرهما، وقال الشافعي رحمه الله: تجوز إمامة الصبى، لما روى أن عمرو بن سلمة قدّمه قومه وهو ابن ست، أو سبع، وكان يصلى بهم.

ولنا: قول ابن مسعود رضى الله عنه: لا يؤم الغلام الذى لا تجب عليه الحدود، وعن ابن عباس رضى الله عنه: حتى يحتلم، وإمامة عمرو ليست مسموعة منه عليه الصلاة والسلام، وعند محمد يصح إمامته في النفل المطلق خلافًا لأبي يوسف، فالمختار أن لا يصح الاقتداء في الصلوات كلها. (الفتح والجوهرة)

(٢) قوله: "ويصف الرجال . . . إلنع" أى صف الرجال مقدم على صف الصبيان ، وهو مقدم على صف الحناثى ، وهو مقدم على صف النساء ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ليلينى منكم أولو الأحلام والنبى ، ولما فى مسند الإمام أحمد رحمه الله" عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه أنه قال : يا معشر الأشعريين! اجتمعوا وأجمعوا نسائكم حتى أريكم صلاة رسول الله على فاجتمعوا وأجمعوا أبناءهم ونساءهم ، ثم توضأ ، وأراهم كيف يتوضأ ، ثم تقدم فصف الرجال في أدنى الصف ، وصف الولدان خلفهم ، وصف النساء خلف الصبيان ، ولم يذكر حكم الخناثى في الحديث لندرة هذا النوع ، والفقهاء رحمهم الله جعلوا الخنثى بين الصبيان والنساء ، لأنه ذو جهتين ، والمراد منه هنا المشكل . (الفتح وغيره)

(٣) قوله: "ثم الصبيان [أى بعد الرجال]" ظاهره أن هذا الحكم إنما هو عند حضور جماعة من الرجال والصبيان، فلو كان ثمه صبى فقط، أدخل في الصف، ولو حضر معه رجل جعله معه خلف الصف، كما يدل عليه حديث أنس رضى الله عنه: فصففت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام، والعجوز وراءنا. (الفتح)

(٤) قوله: "ثم النساء" أي بعدهم يصف النساء لقوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن من حيث أخّرهن الله، ويتفرع على هذا مسألة المحاذاة، فلذلك ذكرها بالفاء، وقال فإن. (العيني والفتح)

# جَنْبِ رَجُلٍ، وهُمَا مُشتَرِكَانِ في صَلاةً وَاحِدَةً فَسَدَتْ صَلاتُه (١)، ويَكرَهُ للنِسَاءِ حُضُورُ الجَمَاعَة (٢). ولا بَأْسَ بأن تَخرُجَ العَجُوزُ في الفَّجْروال مَغرب والعشاء (٢) عندَ أبي حَنيفَةَ

(١) قوله: "فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة [هذا إذا نوى الإمام إمامتها]، فسدت صلاته [ولم يفسد صلاة المرأة]" واعلم أنه لهذه المسألة شرائط: منها: أن تكون المرأة من أهل الشهوة، بأن تكون بالغة، أو صبية مشتهاة حتى لو كانت صبية لا تشتهي، وهي تعقل الصلاة، فحاذت الرجل لا تفسد صلاته، ومنها: أن تكون الصلاة مطلقة، أي ذات ركوع وسجود، حتى إن المحاذاة في صلاة الجنازة لا تفسد، لأنها دعاء.

ومنها: أن الصلاة مشتركة تحريمة بأن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام، ومشتركة أداء بأن يكون أحدهما إمامًا للآخر فيما يؤديه تحقيقًا أو تقديرًا، حتى يشمل الشركة بين الإمام والمأموم، فإن محاذاة المرأة للإمام مفسدة صلاته، حتى لو اقتدى رجل وامرأة بإمام، فأحدثا وتوضعًا، ثم جاءا وقد صلى الإمام، فقاما ليقضيا، فحاذته فسدت صلاته، لأن اللاحق فيما يقضى كأنه خلف الإمام تقديرًا، ولهذا لا يقرأ ولا يسجد للسهو، ولو كانت خلف حقيقة لفسدت صلاته بالمحاذاة، فكذا ههنا.

ولو كانا مسبوقين، وحاذته في القضاء لا تفسد صلاته، لأن الصلاة وإن اشتركت تحريمة لكونهما بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام حتى لا يصح الاقتداء بالمسبوق، ولكنها ليست بمشتركة أداء، لأنه لا إمام لهما فيما يقضيان حقيقة ولا تقديرًا، أما حقيقة فظاهر، وأما تقديرًا فلأنهما التزما الأداء مع الإمام فيما سبقا به، لأنه لاتتصور المتابعة فيما مضى، فلم يجعل كأنهما خلفه فكانا في حكم المنفردين، ولهذا يقرأ المسبوق ويسجد للسهو.

ومنها: أن يكون المكان متحدًا، حتى لو كان الرجل على الدكان والمرأة على الأرض، أو على العكس، والدكان مثل قامة الرجل، لا تفسد صلاته. ومنها: أن لا يكون بينهما حائل حتى لو كانا في مكان متحد إلا أن بينهما اسطوانة، أو قدر مؤخرة الرحل، وغلظه مثل غلظ الإصبع، أو فُرجة يقوم فيها رجل، لا تفسد صلاته. ومنها: أن يكون الإمام ناويا إمامة المرأة، لأنه إذا لم ينو لا تفسد صلاة الرجل، بل صلاة المرأة تفسد، لأن الاشتراك لا يثبت بدون نية الإمام، خلافًا لزفر فإن عنده يجوز اقتداءها به، وإن لم ينو إمامتها.

وقال الثلاثة: المحاذاة مطلقًا غير مفسدة أصلا، وهو القياس، ولأنا لو صححنا اقتداءها بغير نية الإمام، قدرت كل امرأة على فساد صلاته متى شاءت، بأن تقف إلى جنبه فتقتدى به. ومنها: أن تكون المحاذاة فى ركن كامل. ومنها أن تكون جهتهما متحدة حتى لو اختلفت لا تفسد، ولا يتصور ذلك إلا فى جوف الكعبة، أو فى ليلة مظلمة، وصلى كل واحد بالتحرى إلى جهة مختلفة. واعلم أيضًا أنه لا يشترط فى حكم المحاذاة أن تدرك أول الصلاة، بل لو سبقها بركعة أو ركعتين فحاذته فيما أدركت، تفسد عليه. (من "العيني" و "المسكين" و "الجوهرة")

(٢) قوله: "ويكره للنساء [يعنى الشواب منهن لخوف الفتنة. (الجوهرة)] حضور الجماعة" وقالا: يخرجن في الصلوات كلها، والفتوى اليوم على كراهة حضورهن في كل الصلوات، لظهور الفساد، ومتى كره حضورهن المساجد للصلاة؛ لأن يكره حضورهن مجالس الوعظ خصوصًا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحُلية العلماء أولى. (ملا مسكين)

(٣) قوله: "ولا بأس بأن تخرج العجوز . . . إلخ "لأنها أوقات ظلمة فتؤمن من وقوع نظر الأجنبي عليها، بخلاف الظهر والعصر، لأنه لا تؤمن من ذلك، كذا في "الفاتح". وقال في "الجوهرة": قوله: ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين، هذا عند أبي حنيفة، أما عندهما فتخرج في الصلوات كلها، لأنه لا فتنة لقلة الرغبة فيهن، وله: إن شدة الفتنة حاملة على الارتكاب، ولكل ساقطة لاقط، غير أن

رَحمَهُ اللهُ، وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمّدٌ: يَجُوزُ خُرُوجُ العَجُوزِ في سَائر الصَلَوَات.

ولا يُصَلّى الطَاهِرُ حَلْفَ مَن بِه سَلَسُ البَولِ (')، ولا الطَاهِرةُ حَلْفَ المُستَحَاضَة (')، ولا القَارِئُ خَلْفَ الأمّى (اللهُ مَكتَسِى خَلْفَ العُريَانِ (أ)، ويَجُوزُ أَن يَوْم المُتَيَمّمُ المُتَوَضّئينَ (٥)، والمَاسحُ عَلَى الخُفِّينِ الغَاسلينَ (١).

الفُسّاق انتشارهم في الظهر والعصر، أما في الفجر والعشاء فهم نائمون، وفي المغرب بالطعام مشغولون، وفي العُساق انتشارهم في الظهر والعصر، أما في الفجر والعشاء فهم نائمون، وفي المحراهة في الصلوات كلها، العيد الجبانة متسعة، فيمكنها الاعتزال عن الرجال، فلا يكره. والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها، لظهور الفسق في هذا الزمان، ولا يباح لهن الخروج عند أبي حنيفة، كذا في "المحيط"، فجعلها كالظهر، وفي "المبسوط": جعلها كالعيدين حتى إنه يباح لهن الخروج إليها بالإجماع -انتهى كلام صاحب "الجوهرة"-.

- (۱) قوله: "ولا يصلى الطاهر خلف من به سلس البول" ولا الطاهرة خلف المستحاضة، لأن فيه من بناء القوى على الضعيف، ويصلى من به سلس البول خلف مثله، ولا يجوز أن يصلى خلف من به سلس وانفلات ريح، لأن الإمام صاحب عذرين، والمأموم صاحب عذر واحد، كذا في "الجوهرة".
- (٢) قوله: "ولا الطاهرة خلف المستحاضة" فإن قيل: ما الفائدة في إعادة المسألة، وقد مرت في قوله: ولا يصلى الطاهر خلف من به سلس البول؟ قلنا: إن الاستحاضة عذر كسلس البول إلا أنه خص المستحاضة، لأنه يرد إشكال بأن الاستحاضة مانعة أم لا؟ فإن عند مالك رحمه الله تعالى دم الاستحاضة ليس بمانع، لأنه ليس بخارج معتادًا، ولهذا خص المستحاضة بعد قوله: ولا يصلى الطاهر خلف من به سلس البول، دفعًا لإزالة الإشكال. (الفاتح)
- (٣) قوله: "ولا القارئ خلف الأمى" ولا يصير شارعًا على الأصح حتى لو قهقه لا ينتقض وضوءه، والأمى هو من لا يعرف من القرآن ما تصح به الصلاة، وإن أمَّ الأمى أميين جاز، وإن أم قارئين فسدت صلاته وصلاتهم، وقال الجرجاني: إنما تفسد صلاته إذا علم أن خلفه قارئًا، وفي ظاهر الرواية لا فرق، وفي الكرخي إنما تفسد صلاته بالنية لإمامة القارى، أما إذا لم ينو إمامته لا تفسد كالمرأة، كذا في "الجوهرة".
- (٤) قوله: "ولا المكتسى خلف العريان [لقوة حالهما]" المراد من المكتسى اللابس شرعًا، أي مستور العورة، والمراد من العارى العارى شرعًا، أي غير مستور العورة، لا عرفًا، لجواز صلاة المكتسى شرعًا بمستور العورة، وإن كان هو عاريًا عرفًا، كذا في "فتح المعين"، ودليل مجموع ما ذكرنا أن صلاتهم ناقصة لفوت الشرط منها، فلا يجوز بناء الكامل على الناقض. (الفاتح)
- (٥) قوله: "ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين" وقال محمد رحمه الله: لا يجوز، لأن التيمم طهارة ضرورية لا يصار إليه إلا عند العجز، ولهما أنه طهارة مطلقة، حتى لا تتقيد بوقت الصلاة، كذا في "العيني". قال في "فتح المعين": ولهما ما روى أن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو متيمم عن الجنابة وهم متوضئون، فعلم عليه السلام، ولم يأمرهم بالإعادة، وأجمعوا على الصحة في الجنازة -انتهى مع حذف-.
- (٦) قوله: "والماسح على الخفين الغاسلين . . . إلخ "وهذا بالإجماع، لأن المسح طهارة كاملة لا تقف على الضرورة، لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدم، وما حل بالخف يزيله المسح، كذا في "الجوهرة".

ويُصَلَّى القَائِمُ خَلْفَ القَاعِد<sup>(۱)</sup>، ولا يُصَلِّى الذي يُركَعُ ويَسجُدُ خَلْفَ المُومِعِ <sup>(۱)</sup>، ولا يُصَلِّى فَرْضًا <sup>(۱)</sup> فل يُصَلِّى فَرْضًا <sup>(۱)</sup> خَلْفَ مَن يُصَلِّى فَرْضًا آخَرَ، ولا يُصَلِّى فَرْضًا آخَرَ، ويُصَلِّى الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ المُفْتَرِض<sup>(۱)</sup>.

(۱) قوله: "ويصلى القائم خلف القاعد" يعنى إذا كان القاعديركع ويسجد، فاقتدى به قائم يركع ويسجد، وقال محمد: لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يُؤمّن أحد بعدى جالساً"، ولأنه اقتدى غير معذور بمعذور، فلا يصح. قال في جامع الفتاوي: والنفل والفرض في ذلك سواء عند محمد، ولهما حديث عائشة رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام أمر أبابكر أن يصلى بالناس فلما دخل أبو بكر في الصلاة وجديت في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين، فجاء فجلس عن يسار أبي بكر، فكان عليه السلام يصلى بالناس جالسن، وأبو بكر رضى الله عنه قائمًا يقتدى أبو بكر بصلاة النبي في ويقتدى الناس بصلاة أبي بكر رضى الله عنه، وهذا صريح في أنه عليه السلام كان إمامًا وأبو بكر رضى الله عنه كان مبلغًا، إذ لا يجوز أن يكون للناس إمامان في صلاة واحدة، وكان هذه صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد، وتوفى عليه السلام يوم الاثنين، وهذا أصل مشروعية التبليغ، وجوازه إجماعًا إذا كانت الجماعة لا يصل إليهم صوت الإمام إما لضعفه أو لكثرة الجماعة، وقالوا: إنه بدعة منكرة، ولأنه ليس من شرط صحة واتفة المذاهب الأربعة على كراهة التبليغ عند عدم الحاجة، وقالوا: إنه بدعة منكرة، ولأنه ليس من شرط صحة الاقتداء مشاركة المأموم للإمام في القيام بدلالة أنه لو أدرك الإمام في الركوع كبّر قائماً وركع واعتد بتلك الركعة، ولم يشاركه في القيام. (الجوهرة والفتح)

(٢) قوله: "ولا يصلى الذي يركع ويسجد خلف المومئ" وهذا قول أصحابنا جميعًا، إلا زفر، فإنه يجوز ذلك، قال: لأن الإيماء بدل عن الركوع والسجود، كما أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل، فكما يجوز للمتوضئ خلف المتيمم فكذا هذا. قلنا: الإيماء ليس ببدل عن الركوع والسجود، لأنه بعضه، وبعض الشيء لايكون بدلا عنه، فلو جاز الاقتداء به كان مقتديا في بعض الصلاة دون البعض، وذلك لا يجوز. (الجوهرة)

 (٣) قوله: "ولا يصلى المفترض خلف المتنفل" لأنه أقوى حالا من المتنفل، ولأن الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام، فلا يتحقق البناء على المعدوم. (الجوهرة والعيني)

(٤) قوله: "ولا من يصلى فرضًا... إلخ" وعند الشافعي: اقتداء مصلى الظهر بمصلى العصر يجوز، والأصل في هذا أن الاقتداء عنده مجرد المتابعة، وعندنا صيرورة صلاة المقتدى في ضمن صلاة الإمام صحة وفسادًا، وسواء تغاير الفرضان اسمًا، كمن صلى الظهر خلف مصلى العصر، أو صفة كمن صلى ظهرًا أمس خلف من يصلى ظهر اليوم، فإنه لا يجوز، بخلاف ما إذا فاتتهم صلاة واحدة من يوم واحد، فإنه يجوز، وإذا لم يجز إقتداء المقتدى، هل يكون شارعًا في صلاة نفسه؟ ويكون تطوعًا، ففي الخجندي نعم، وفي "الزيادات" و"النوادر": لا يكون تطوعًا، ومن صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس، فجاء إنسان واقتدى به في الأخريين يجوز، وإن كان هذا قضاء للمقتدى، لأن الصلاة واحدة. (الجوهرة والفتح والعيني)

(٥) قوله: "ويصلى المتنفل خلف المفترض" لأن الفرض أقوى، ولأن صلاة الإمام تشتمل على صلاة الممقتدى وزيادة، فصح اقتداءه، وقال مالك: لا يجوز، كذا في "المسكين وغيره"، وقال في "الفتح" و"الجوهرة": أطلق القول ليعم اقتداء من يصلى التراويح بالمكتوبة. لا يقال: إن القراءة في الأخريين في النوافل

ومَن اقتَدَى بَإِمَامٍ، ثُمَّ عَلِمَ (۱) أنّه عَلَى غَيرِ طَهَارَة أَعَادَ الصَلاة (۲) ، ويَكرَهُ للمُصلّى أن يعبَثَ بثَوبِه أو بجَسَدِه (۲) ، ولا يُقَلّبُ الحَصَى إلا أن لا يُمكنَه السُجُودُ عَلَيه، فيُسَوّيه (۱) مَرّةً وَاحِدَةً (۵) ولا يُفَرِقعُ أَصَابِعَه (۲) ولا يُشَبّكُ ولا يَتَخَصّرُ (۷) ولا يَسدُلُ (۸) ثَوبَه وَلا يَكُفُّه (۹) ، ولا

الأربعة فرض في حق المتنفل ونفل في حق المفترض، فيكون في الأخريين اقتداء المفترض بالمتنفل، و ذا لا يجوز كما مر آنفًا؟ لأنا نقول: صلاة المقتدى أخذت حكم صلاة الإمام بسبب الاقتداء، فلم يبق عليه قراءة لا فريضة و لا نافلة، ولهذا أي بسبب الاقتداء يلزمه قضاء ما لم يدركه مع الإمام من الشفع الأول، وكذا لو أفسد المقتدى صلاته يلزمه أربع ركعات في الرباعية، فكان تبعًا للإمام، فتكون القراءة في الشفع الثاني نفلا في حقه، كما هي نفل في حق الإمام.

(١) أي بعد أداء الصلاة. (ط)

(۲) قوله: "أعاد الصلاة" خلافًا للشافعي لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب وأعاد، ولم يأمر القوم بالإعادة. ولنا قوله عليه السلام: "إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه"، وعن على رضى الله عنه عن النبى على أنه صلى بهم، ثم جاء ورأسه يقطر ماء، فأعاد بهم، ولأن صلاته مبنية على صلاة الإمام، والبناء على الفاسد فاسد، كما إذا بان أن الإمام كافر أو مجنون أو امرأة أو خنثى أو أمّى، فإنه لا يبجوز بالإجماع. والحديث الذى روى الشافعي لايدل على عدم الإعادة، لأن عدم الأمر للقوم لا يقتضى أن لا أعادوها، لأنه يحتمل أن القوم أعادوها، لما رأوا عمر رضى الله عنه أنه يعيدها، ويلزم للإمام إعلام القوم لو معينين بالقدر الممكن، ولو بكتاب أو رسول. (الفتح ومسكين وغيره)

(٣) قوله: "ويكره للمصلى أن يعبث بثوبه أو بجسده" العبث: كل لعب لا لذة فيه، وأما الذى فيه لذة، فهو لعب، وكل عمل مفيد لا بأس به في الصلاة؛ لأن النبي عَلَيْ عرق في صلاته، فسلت العرق عن جبهته، لأنه كان يؤذيه، وأما ما ليس بمفيد فيكره، والعبث مكروه غير مفسد، قال عليه السلام: إن الله كره لكم ثلاثا العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والضحك في المقابر. وروى أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، وقال عليه السلام: "إن في الصلاة لشغلا» أى شغلا للمصلى الصلاة، فلا ينبغي أن يشتغل بغيرها، قال في الذخيرة: إذا حك جسده لا تفسد صلاته، يعني إذا فعله مرة أو مرتين أو مراراً، وبين كل مرتين فرصة، أما إذا فعله ثلاث مرات متواليات، تفسد صلاته، كما لو نتف شعره مرتين لا تفسد، وثلاث مرات تفسد، وقال في الفيض: الحك بيد واحدة في ركن واحد ثلث مرات، يفسد صلاته إن رفع يديه في كل مرة، وإلا لا، واختلفوا في الخك هل الذهاب والرجوع مرة، أو الذهاب مرة والرجوع مرة أحرى، وفي الفتاوى: إذا حك جسده ثلاثا تفسد صلاته إذا كان بدفعة واحدة، كذا في "الجوهرة".

- (٤) قوله: "فيسويه مرة واحدة" لما روى في الكتب الستة عن معيقيب رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تمسح وأنت تصلى فإن كنت لابد فاعلا فواحدة». (الفتح)
- (٥) قوله: "مرة واحدة. . . إلخ " وتركه أفضل وأقرب إلى الخشوع، لأن ذلك نوع عبث، وقال عليه السلام لأبى ذر: مرة يا أباذر! وإلا فذر، وقال بعضهم فيه سجعًا وهو سأل أبو ذر خير البشر عن تسوية الحجر، فقال: يا أبا ذر مرة وإلا فذر، كذا في "الجوهرة".

## يَعقص شَعْرَه (١)، ولا يَلتَفت يَمينًا وشمَالا (٢)، ولا يُقعى كإقعَاء الكَلب (٢)، ولا يَرُدّ السَلامَ

(٦) قوله: "ولا يفرقع أصابعه" وهو أن يغمزها أو يمدها حتى تصوت لقوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه: إنى أحب لك ما أحب لنفسى، لا تفرقع أصابعك وأنت تصلى، وقال عليه السلام: «الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة»، وحكم التشبيك كالفرقعة لقول ابن عمر رضى الله عنه في تشبيك الأصابع: تلك صلاة المغضوب عليهم، ورأى النبي على رجلا شبك بين أصابعه في الصلاة، ففرق بين أصابعه، والتشبيك: إدخال أصابع إحدى اليدين في أصابع اليد الأخرى. (الجوهرة وفتح المعين)

- (٧) قوله: "ولا يتخصّر [لأنه عمل اليهود، ولأن فيه ترك الوضع المسنون. (الجوهرة)]" وهو وضع اليد على الخاصرة وهي ما بين عظم رأس الورك وآخر ضلع في الجنب، وهو كره تحريمًا لقوله عليه الصلاة والسلام الاختصار في الصلاة راحة أهل النار والتشبيه بأهل النار ممنوع. (الفتح والطائي وغيره)
- (٨) قوله: "ولا يسدل ثوبه" لما ورد أنه عليه السلام نهى عن السدل، وهو أن يضع الرداء على رأسه وكتفيه ويرسل أطرافه، أو يجعل القباء على الكتفين، ولم يدخل يديه في الكمين وهو مكروه، سواء كان تحته قميص أولا. (مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق)
- (٩) قوله: "ولا يكفّه" وهو أن يرفعه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود، وكراهته لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف الشعر ولا الثياب» -انتهى- ويدخل في الكف تشمير كميه إلى المرفقين. (الفتح وغيره)
- (۱) قوله: "ولا يعقص شعره" لما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى رجل وهو معقوص الشعر، ولما روى عن عمر رضى الله عنه أنه مر برجل ساجد عاقص شعره، فحله حلا عنيفًا، وقال: إذا طول أحدكم شعره فلم روى عن عمر رضى الله عنه أنه مر برجل ساجد عاقص شعره، فحله حلا عنيفًا، وقال: إذا طول أحدكم شعره فليرسله ليسجد معه. والعقاص هو أن يجمع الشعر على هامته ويشده بخيط أو بخرقة، أو بصمغ ليتلبد قبل الصلاة، ثم يدخل فيها كذلك، ولو عقصه في الصلاة تفسد صلاته، لأنه عمل كثير، وقيل في تفسيره أن يلف ذوائبه حول رأسه، كما تفعله النساء في بعض الأوقات. (العيني والفتح والمستخلص والجوهرة)
- (۲) قوله: "ولا يلتفت يمينًا وشمالا" لقوله عليه الصلاة والسلام: "إياكم والالتفات في الصلاة»، فإنه هلكة، والالتفات المكروه أن يلوى عنقه حتى يخرج وجهه عن جهة القبلة، وأما إذا التفت بصدره، فسدت صلاته، ولو نظر بمؤخر عينه بمنة أو يسرة من غير أن يلوى عنقه لا يكره، لأن النبي على كان يلاحظ أصحابه رضى الله عنهم في صلاته بموق عينيه، موق العين: طرفها مما يلي الأنف، واللحاظ طرفها مما يلي الأذن، ومؤخر عينه بضم الميم وكسر الخاء مخففًا طرفها الذي يلي الصدغ، ويكره أن يرفع رأسه إلى السماء؛ لأنه كالالتفات. (الجوهرة النيرة)
- (٣) قوله: "ولا يقعى كإقعاء الكلب" والإقعاء هو أن يقعد على إليتيه وينصب فخذيه، ويضم ركبتيه إلى صدره، ويضع يديه على الأرض، وهو الأصح، وهذا هو المراد في حديث أبى ذر رضى الله عنه: نهانى خليلى عن ثلاث أن أنقر كنقر الديك، وأن أقعى كإقعاء الكلب، وأن أفترش كافتراش الثعلب، وكراهته تحريجية، وما قيل في تفسيره أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه واضعًا يديه على الأرض مكروه أيضًا، لكن كراهته تنزيهية. (المستخلص والفتح)

## بِلسَانِه ولا بِيَده (')، ولا يَتَربَعُ إلا مِن عَنُدْرٍ (')، ولا يَأْكُلُ ولا يَشْرَبُ ('')، فإن سَبَقَهُ الحَدَثُ (') انْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ، وَبَنَى عَلَى صَلاته (٥) إن لم يَكُنْ إمَامًا، فإن كَانَ إمَامًا (١) استَخلَفَ (٧) وَتَوَضَّأَ،

(۱) قوله: "ولا يرد السلام بلسانه [لأنه كلام] ولا بيده [لأنه سلام معنى]" أى السلام مكروه باليد والرأس وباللسان مفسد مطلقًا، ولا بأس بإجابة المصلى برأسه كما لو طلب منه شيء، أو رأى درهمًا وقيل جيد، فأومى برأسه بنعم أو لا، أو قيل: كم صليتم؟ فأشار بيده: إنهم صلوا ركعتين، ولو صافح بنية السلام، تفسد صلاته، ويكره السلام على القارى، والمصلى والجالس على البول والغائط. (الجوهرة والفتح)

(٢) قوله: "ولا يتربع [لأن فيه ترك سنة القعود] إلا من عذر" والتربع: هو إدخال الساقين والفخذين بعضها تحت بعض، ووضعهما على الأرض يمينًا وشمالا، وكره في الصلاة، فلا يكره خارجها، لترك سنة القعود فيها، والتعليل بأنه جلوس الجبابرة ليس بقوى، فإن النبي على كان يتربع في جلوسه في بعض أحواله حتى إنه كان يأكل يومًا متربعًا، فنزل عليه الوحى: كل كما يأكل العبد، وهو كان منزهًا من أخلاق الجبابرة، وكذلك كان جلوس عمر رضى الله عنه في مسجده عليه السلام متربعًا، والصحيح أن الجلوس على الركبتين أقرب إلى التواضع من التربع، وهو أولى في حالة الصلاة إلا عند العذر، لأن الأعذار تؤثر في فرض الصلاة، فكذا في هيئتها. (المستخلص والجوهرة وغيرهما)

(٣) قوله: "ولا يأكل ولا يشرب" فإن فعل ذلك بطلت صلاته، سواء أكل أو شرب عامدًا أو ناسيًا، لانه معنى ينافى الصلاة، وحال الصلاة مذكرة، قال فى "النهاية": ما أفسد الصوم أفسد الصلاة، وما لا فلا، حتى إذا كان بين أسنانه شيء من طعام، فابتلعه إن كان دون الحمصة لم تفسد صلاته، لأنه تبع لريقه، لا أنه يكره، وإن كان قدر الحمصة فصاعدًا، أفسد الصلاة والصوم، وإن ابتلع دمًا بين أسنانه، لم تفسد صلاته إذا كانت الغلبة للريق، وإن ابتلع سمسمة أفسدت على المشهور، وعن أبي حنيفة لا تفسد. (الجوهرة)

- (٤) قوله: "فإن سبقه الحدث [أو غلبه" والفرق بين السبق والغلبة أن السبق ما كان بغير عمله وقصده، والغلبة ما كان بعمله، لكن لم يقدر على ضبطه. (حاصل الجوهرة)]. . . النخ ولو من تنحنح أو عطاس وهو العلبة ما كان بعمله، لكن لم يقدر على ضبطه. (حاصل الجوهرة)]. . . والمراد بالحدث أن يكون غير موجب الصحيح، وقيد بالسبق الأنه لو خاف الحدث فانصرف ثم سبقه استأنف، والمراد بالحدث أن يكون غير موجب للغسل، ولا نادر الوجود، ولم يودركنا، ولم يفعل منافيًا له منه بُدٌ، ولم يتراخ بلا عذر لزحمة، ولم يظهر حدثه السابق، كمضى مدة مسحه، ولم يتذكر فائتة وهو ذو ترتيب، فصاحب هذا النوع من الحدث يبنى صلاته على ما مضى. (فتح المعين)
- (٥) قوله: "انصرف [من ساعته" فإن لبث قدر ما يؤدى الركن بطلت صلاته. (الجوهرة)] وتوضأ وبنى على صلاته أى يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ، ويبنى أى يتم ما بقى من صلاته إن شاء، وإن شاء استأنف أى ترك ما مضى، وصلى من الابتداء، وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز له البناء، بل يستأنف لفساد الصلاة بانتقاض الطهارة، والمشى للمتوضىء، وللحديث الوارد: إذا فسا أحدكم فى الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته، أخرجه أصحاب السنن. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "من قاء أو رعف فى صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم"، أخرجه ابن ماجة، والحديث السابق محمول على الاستحباب، أو على ما إذا فقد شرطًا من شروط البناء، والحديث الثاني مذهب الخلفاء الراشدين، وكلمة "من" تناول الإمام والمنفرد والمقتدى أن يبنى احرازًا لفضيلة الجماعة، فالمنفرد بعد الوضوء يتخير والمقتدى، والأولى للمنفرد أن يستقبل، وللمقتدى أن يبنى احرازًا لفضيلة الجماعة، فالمنفرد بعد الوضوء يتخير

وبَنَى على صَلاتِه مَا لَم يَتَكَلَّمْ (١)، والإستئْنَافُ أفضَل (١)، وإن نَامَ فَاحتَلَمَ، أو جُنَّ، أو أغمِي عَلَيه، أو قَهْقَهَ، استَأْنَفَ الوُّضُوءَ والصَلاةَ (٣) .

وإن تَكَلَّمُ ''فى صَلاته سَاهِيًا أو عَامِدًا بَطَلَتْ صَلاتُه (')، وإن سَبَقَهُ الحَدَثُ بَعدَ ما قَعَدَ قَدْرَ التَشَهُّد تَوَضَّأُ وسَلَّمُ (')، وإن تَعَمَّدَ الحَدَثَ في هَذهِ الحَالَةِ ('')، أو تَكَلَّمَ، أو عَملَ

بين إتمام صلاته في بيته وبين رجوعه إلى مصلاه، وهو أفضل، والمقتدى يعود إلى مكانه إن لم يفرغ إمامه من الصلاة، ولو أتم بقية صلاته في بيته لم يجز إلا أن يكون بيته بحذاء المسجد بحيث لو اقتدى به صح اقتداءه، وإن كان إمامه قد فرغ يتخير. (الفتح والعيني)

(٦) المحدث.

(۷) قوله: "استخلف" أى يجر الإمام من المقتديين من كان صالحًا للإمامة إلى مكانه، حتى لو استخلف امرأة فسدت صلاة المأمومين ولو نساء، ويتأخر بنفسه واضعًا يده على أنفه يوهم أنه قد رعف، فينقطع عنه الظنون، ولا يستخلف بالكلام، بل بالإشارة، ولو تكلم بطلت صلاتهم، خلافًا لمالك، ويقدم من الصف الذى يليه، وله أن يستخلف ما لم يجاوز الصفوف في الصحراء، وفي المسجد ما لم يخرج منه، ولو لم يستخلف حتى جاوز الكل، بطلت صلاة القوم، وفي صلاة الإمام روايتان، ثم إذا استخلف ينبغي للخليفة أن يقوم مقامه قبل خروجه من المسجد، وينوى أن يكون إمامًا، ولو لم يقم إلا بعد الخروج، أو مجاوزة الصفوف، فسدت صلاتهم. (العيني والفتح)

- (١) لأن الكلام مفسد للصلاة عندنا.
- (٢) قوله: "والاستئناف أفضل" تحرزًا عن شبهة الخلاف، وهذا في حق الكل عند بعض المشايخ،
   والتفصيل مر آنفًا. (الجوهرة وغيرها)
- (٣) جميعًا لندرة وجود هذه العوارض في الصلاة، فلا يكون في معنى ما ورد به النص، وكذا القهقهة،
   لأنها بمنزلة الكلام. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "وإن تكلم" يعنى كلامًا يعرف في متفاهم الناس، سواء حصلت به حروف أم لا، حتى لو قال ما يساق به الحمار: فسدت صلاته. وقوله: بطلت. . . إلخ" لقوله عليه السلام لمعاوية بن الحكم السلمى: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنمًا هي تكبير وتسبيح وقراءة"، فإن أنّ في صلاته، أو تأوّه، أو بكي، فارتفع بكاءه، حصل به حروف إن كان من ذكر الجنة أو النار لم يضره، لأنه يدل على زيادة الخشوع، فكان في معنى التسبيح، وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة، لأن فيه إظهار الجزع والتأسف، فكان من كلام الناس، وقال الشافعي: إن كان قليلا ساهيًا لم يبطل، لقوله عليه السلام: "رفع منكم الخطأ والنسيان" والحجة عليه ما روينا. (الجوهرة وغيرها)
  - (٥) لا وضوءه لقوله عليه السلام: «الكلام ينقض الصلاة لا الوضوء».
  - (٦) لأن التسليم واجب، فلا بد من التوضؤ ليأتي به، وعند الشافعي: تفسد صلاته. (العيني والجوهرة)

عَمَلا يُنَافى الصَلاةَ، تَمَّتْ صَلاتُه ْ<sup>(۱)</sup>.

وإن رَأى المُتَيَمَّمُ المَاءَ في صَلاتِه (٢٠ بَطَلَتْ صَلاتُه (٢٠) وإن رَآهُ بَعْدَ ما قَعَدَ قَدْرَ التَشَهُّد (٤٠) ، أو كَانَ مَاسِحًا، فَانْقَضَتْ مُدّةُ مَسحِه (٥) ، أو خَلَعَ خُفِّيه بِعَمَلٍ قَلِيلٍ (٢٠) ، أو كَانَ أُميّا،

(٧) أي بعد التشهد.

(۱) قوله: "تمت صلاته" لأنه لم يبق عليه شيء من الفرائض، وإنما بقى الخروج بفعله عنده، وقد وجد، وفيه خلاف الشافعي رحمه الله أيضاً، والمراد بالتمام الصحة، إذ لا شك أنها ناقصة لتركه واجبًا منها، وهذا النقص قار فيها بترك السلام، أي الواجب الذي لا يمكن استدراكه وحده، فيجب عليه إعادتها، لأنه حكم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم، ولو قال المصنف بدل تمت صحت لكان أولى، وقال الشافعي: لا تصح صلاته لتركه لفظ السلام، وهو فرض عنده. (العيني والفتح)

(٢) قوله: "وإن رأى المتيمم الماء في صلاته" وكذا إذا علم بأن أخبره عدل بقرب الماء، وهذا إذا لم يسبقه الحدث، أما إذا سبقه فانصرف ليتوضأ، فوجد الماء، فإنه يتوضأ ويبنى، ولا تبطل صلاته، كذا في "النهاية"، وقال في الإملاء: يستقبل ولا يبنى. (الجوهرة)

(٣) قوله: "بطلت إلخ" هذا إذا كان الماء مباحًا، أو كان مع أخيه أو صديقه، أما لو رآه مع أجنبي لا تبطل، ويمضى على صلاته، فإذا فرغ وطلبه منه، فأعطاه توضأ به واستأنف، وإن لم يعطهِ فهو على تيممه، (الجوهرة).

(3) قوله: "وإن رآه. . . إلخ " شرع في بيان المسائل التي تسمى اثنا عشرية ، وهي المشهورة ، والأصل فيها أن الخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة ، فاعتراض هذه الأشياء في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة عنده ، وعندهما الخروج ليس بفرض ، فاعتراض هذه الأشياء كاعتراضها بعد السلام ، لأن الخروج لو كان فرضاً لكان لا يتأدى إلا بفعل هو قربة كسائر الأركان من الركوع والسجود ، ولأنه لو كان فرضاً لما تأدى بالحدث العمد ، لاستحالة أن يقال : إن فروض الصلاة تتأدى بالحدث العمد والقهقهة ، ولأبي حنيفة : أن هذه عبادة لها تحريم وتحليل ، فلا يخرج منها على وجه التمام إلا بصنعه كالحج ، ولأنه بعد التشهد ، لو أراد استدامة التحريمة إلى خروج الوقت ، أو دخول وقت صلاة أخرى منع من ذلك بالاتفاق ، فلو لم يبق عليه شيء من الصلاة لما منع من البقاء على القعود ، ولأنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه ، واعلم أن فرضية الخروج بصنعه على تخريج البردعي ، وعلى تخريج الكرخي ليس بفرض اتفاقا ، وهو الصحيح ، كما قاله الزيلعي . وفي "المجتبى" تخريج المحققون ، ذكره في "الدر المختار" : فوجه قول أبي حنيفة : إن هذه المعاني تغير الصلاة ، إذا وجدت في خلالها ، فكذلك إذا وجدت في آخرها كنية الإقامة واقتداء المسافر بالمقيم . (الجوهرة وغيرها)

(٥) قوله: "فانقضت مدة مسحه" قيده الزيلعي بما إذا كان واجدًا للماء، وإن لم يكن واجدًا له لا تبطل، لأن الرجلين لا حظ لهما من التيمم، وقيل: تبطل لأن الحدث السابق يسرى إلى القدم، لكن الصحيح هو الأول، لأن انقضاء المدة ليس بحدث، وإنما يظهر الحدث السابق على المشروع، فكأنه شرع من غير طهارة، فصار كالمتيمم إذا أحدث فوجد ماء، فإنه لا يبنى، ثم بطلان الصلاة بمضى مدة المسح مقيد، بأن لم يخف تلف رجليه من البرد، وإلا فيمضى. (الفتح)

(٦) قوله: "أو خلع خفيه بعمل قليل" يحترز مما إذا كان بعمل كثير، فإن صلاته تصح إجماعًا، وإنما يتصور خلعه بعمل قليل، بأن يكون الخف واسعًا، لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة. (الجوهرة) فَتَعَلَّمَ سُورَةً (')، أو عُرِيَانًا، فوَجَدَ ثَوبًا (')، أو مُومِئًا، فقَدَرَ عَلَى الرُّكُوعِ والسُّجُودِ، أو تَذَكَرَ أَن عَلَيه صَلاةً قَبلَ هَذِه (")، أو أحدَثَ الإمَامُ القَارِئُ، فَاستَحلَفَ أُمِّيّا (')، أو طَلَعَتِ الشَّمْسُ في صَلاة الفَجْر (°)، أو دَخَلَ وَقْتُ العَصْر في الجُمُعَة (')، أو كَانَ مَاسحًا عَلَى الجَبيرَة (')،

(١) قوله: "فتعلم سورة [أى تذكرها، أو سمع من يقرأها فحفظها]" وكان قد صلاها بغير قراءة، فتعلم ما يجوز به الصلاة إما بالتذكر أو بمجرد السماع، أما إذا تعلم متلقنًا من غيره، فهو عمل كثير فتصح إجماعًا، وهذا أيضًا إذا كان إمامًا، أو منفردًا، وأما إذا كان مأمومًا لا تبطل إجماعًا، ولو تعلمها وهو في وسط الصلاة، لأنه لاقراءة عليه، قيد السورة وقع اتفاقًا، والمراد بها الآية، أو هو على قولهما، وأما عند أبي حنيفة فالآية تكفي، كذا في "العيني" و"المفتح" و"الجوهرة".

- (٢) قوله: "أو عريبانًا فوجد [تجوز فيه الصلاة. (ط)] ثوبًا [يعنى بالملك] " بأن يكون ساترًا لعورته، ولم يكن فيه نجاسة مانعة، أو كانت وعنده ما يزيلها أو لم يكن ولكن ربعه أو أكثر منه طاهر، فلو كان الطاهر أقل، أو كان كله نجسًا لا تبطل، لأن المأمور به الستر بالطاهر، فكان وجوده كعدمه. (العيني والفتح)
- (٣) قوله: "أو تذكر أن عليه [أو على أمامه] صلاة قبل هذه" ولو كانت وترًا، وهذا إذا كان في الوقت سعة وهي في حيز الترتيب لم تبطل. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "فاستخلف أميّا" وقيل: إن الصلاة تفسد في هذه المسألة إجماعًا، لأن الاستخلاف عمل كثير، وقيل: لا تفسد، لأنه عمل غيرمفسد، والأصبح أنه مفسد. (الجوهرة والعيني)
- (٥) قوله: "أو طلعت الشمس" [بعد ما قعد قدر التشهد. (ع)]" ليس المراد أن ينظر إلى القرص، بل إذا رأى الشعاع الذي لو لم يكن تُم جبل يمنعه لرأى القرص، كما في بلادنا، فإنها تبطل صلاته. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "أو دخل [هذا على اختلاف القولين في تقدير الظل. (الجوهرة)] وقت العصر [بعد التشهد] في الجمعة "إنما قيد بها لأن الوقت شرط لصحة صلاة الجمعة ، بخلاف ما إذا دخل وقت صلاة العصر في صلاة الظهر، فإنها لا تبطل، وقيل تخصيص الجمعة اتفاقى، لأن الحكم في الظهر كذلك، كذا في "الهداية" و"المسكين". فإن قيل: كيف يتحقق الخلاف؟ فإن دخول العصر عنده إذا صار ظل كل شيء مثله، وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله. قلنا: هذا على قول حسن بن زياد، فإن عنده وقت مهملة بين خروج الظهر ودخول العصر، فإذا صار ظل كل شيء مثله يتحقق الخروج عندنا، وصارت الصلاة تامة، وعنده إذا صار ظل كل شيء مثله "الكافي" و"الكفاية". (الفاتح)
- (٧) قوله: "أو كان ماسحًا على الجبيرة...إلخ" وكذا إذا كانت أمة فأعتقت وهي مكشوفة الرأس، أو كان صاحب العذر، فانقط عذره كالمستحاضة ومن في معناها، ولو عرض هذا كله بعد ما عاد إلى سجدتي السهو، فهو على هذا الخلاف، كذا في الخجندي، فيحتمل أن يكون قوله على الخلاف، يعني أن عند أبي حنيفة إن كان بعد ما قعد قدر التشهد فصلاته فاسدة، وعندهما صحيحة، وإن كان قبل قعوده قدر التشهد فهي فاسدة إجماعًا، ويحتمل أن تكون عندهما صحيحة، ولو لم يقعد قدر التشهد بعد سجود السهو، وعنده فاسدة، لأن سجود ويحتمل أن تكون عندهما صحيحة، ولو لم يقعد قدر التشهد بعد سجود السهو، فصلاته تامة إجماعًا، السهو يرفع التشهد، وإن اعترض له شيء من هذا بعد ما سلم قبل أن يسجد للسهو، فصلاته تامة إجماعًا، أما عندهما فظاهر، وأما عنده فلأنه بالسلام يخرج من التحريمة، ولهذا لا يتغير فرض المسافر بنية الإقامة في هذه الحالة، وكذا إذا سلم إحدى التسليمتين، لأن انقطاع التحريمة يحصل بتسليمة واحدة. (الجوهرة)

فسَقَطَتْ عَن بُرْءِ (۱) أو كَانَتْ مُستَحَاضَةً (۱) فَبَرِئَتْ بَطَلَتْ صَلاتُهُم في قَولِ أَبِي حَنِيفَةَ (۱) وقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ: تَمَّتْ صَلاتُهُم في هَذهِ المَسَائِل (۱) .

#### بابُ قَضَاء الفَوَائت (٥)

ومَن فَاتَتْهُ صَلاةٌ (١٠) قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا (٧٠)، وقَدَّمَهَا عَلى صَلاة الوَقْت (٨) إلا أن يَخَافَ

(١) قوله: "فسقطت عن برء" ولو سقطت لا عن برء لم تبطل بالاتفاق. (الفتح)

- (٢) قوله: "أو كانت مستحاضة" فبرأت بأن توضأت مستحاضة مع السيلان، وشرعت في الظهر وقعدت قدر التشهد، فانقطع الدم، ودام الانقطاع إلى غروب الشمس، تعيد الظهر عنده، كما لو انقطع في خلال الصلاة. (من "الفتح" و"المسكين")
- (٣) قوله: 'بطلت صلاتهم [وتنقلب نفلا في ثلاث مسائل، وهو إذا تذكر فائتة أو طلعت الشمس أو خرج وقت الظهر في الجمعة. (الجوهرة)] في قول أبي حنيفة . . . إلخ أي بطلت الصلاة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسائل، وهي اثني عشر، وعندهما: تمت بناء على أن الخروج من الصلاة بفعل المصلى فرض عند أبي حنيفة، فاعتراض هذه العوارض بعد التشهد قبل التسليم كاعتراضها في أثناء الصلاة، ولو اعترضت في أثنائها تفسدها، فكذا ههنا، وعندهما الخروج من الصلاة ليس بفرض فاعتراضها في هذه الحالة كاعتراضها بعد التسليم، ولو اعترضت بعده لا تفسد الصلاة، فكذا ههنا وبقولهما: يفتى . (الفتح والعيني ومسكين والطائي)
- (٤) قوله: "تمت صلاتهم إلخ" لقوله ﷺ: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك"، قلنا: معناه قاربت التمام، كما قال عليه السلام: "من وقف بعرفة فقد تم حجه» أى قارب التمام، وله: إنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه الصلاة، وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به أن يكون فرضًا -والله أعلم-. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "قضاء إلخ" لما فرغ من بيان أحكام الأداء وما يتعلق به وهو الأصل شرع في القضاء وهو خلفه، إذ الأداء عبارة عن تسليم نفس الواجب، والقضاء عبارة عن تسليم مثل الواجب، والتسليم مثل الواجب إنما يكون عند العجز عن تسليم نفسه، كما في المضمونات، والأداء يجوز بلفظ القضاء إجماعًا، وفي القضاء بلفظ الأداء خلاف، والصحيح أنه يجوز، وإنما قال: قضاء الفوائت ولم يقل: قضاء المتروكات، لأن الظاهر من حال المسنم أنه لا يترك الصلاة عمدًا، بل تفوته باعتبار غفلة، أو نوم، أو نسيان، أو غير ذلك، كالقابلة إذا خافت موت الولد والمسافر إذا خاف من اللصوص، ألا ترى أن رسول الله عني أخر الصلاة عن وقتها يوم الخندق، والدليل على وجوب القضاء قوله عني: "إذا رقد أحدكم أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها"، فإن الله تعالى يقول: "أقم الصلاة للكرى وفيه إفادة كون القضاء عند الذكر فرضًا على الفور لأن جزاء الشرط لا يتراخى عنه، والقضاء فرض في الفرض، وواجب في الواجب، وسنة في السنة، يعني خصوص سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض، لأن الصحيح عدم قضاء ما عداها، وإن فاتت مع الفرض، وإن صلى فرض صلاة الفجر إذا فاتت مع الفرض، لأن الصحيح عدم قضاء ما عداها، وإن فاتت مع الفرض، وإن صلى فرض صلاة الفجر مع الجماعة، وإذا لم يمكن له أن يصلى سنة الفجر قبل الجماعة، فليصلها بعد طلوع الشمس قبل الزوال، وإنما ذكر الفوائت بلفظ الجمع وقال: في الحج بنب الفوات بلفظ الواحد لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. (الجوهرة والفتح ومسكين)
  - (٦) وكذا إذا تركها عمدًا يجب القضاء أيضًا.
  - (٧) لقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلُّها إذا ذكرها». (ج)

#### باب سُجُود التلاوَة (١)

#### في القُران (٢) أربَعَةَ عَشَرَ سَجْدَةً (٣):

فى آخرِ الأعْرَاف، وفى الرَعْد، وفى النَعْلِ وفى بَنِى إسرَائِيل، ومَريَم، والأولَى فى الْحَجّ(،)، والفُرقَان، والنَمْل، والم تَنزيل، وص (٥)، وحم السَجدَة، والنَجْم، والانشِقَاق،

(٧) قوله: "وإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقض" أى لو زاد الإغماء أو الجنون أكثر من الخمس، لايقضى مطلقًا، سواء كان بالساعات أو بالأوقات عندهما، وعند محمد: إن كثر بالأوقات بأن تفوته السادسة أيضًا لا يقضى، فلو جن قبل الزوال ودام إلى ما بعد الزوال من اليوم الثانى، وأفاق قبل دخول وقت العصر، لم يقض عندهما، لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة، وعند محمد: يقضى ما لم يمتد إلى وقت العصر حتى تصير الصلوات ستّا. (العينى والمستخلص)

- (۱) قوله: "باب سجود التلاوة . . . إلخ "هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه ، ويقال : إضافة الحكم إلى السبب ، فالتلاوة سبب بلا خلاف ، ووجه المناسبة أن المريض إذا صلى ، فقد انقاد لأمر الله ، وفي التلاوة إذا سجد فقد انقاد أيضاً لأمر الله ، وفي إضافة السجود إلى التلاوة إشارة إلى أنه إذا كتبها أو هجاها لا يجب عليه السجود ، كذا في " الجوهرة " . فإن قلت : التلاوة سبب في حق التالي والسماع في حق السامع ، فكان المناسب أن يقول : باب سجود التلاوة والسماع ، قلت : ذكر الأصل فقط .
- (۲) قوله: "فى القرآن...إلخ" اعلم أن العلماء اختلفوا فى عدد سجود التلاوة فى القرآن على أقوال: الأول: مذهبنا، والثانى: إحدى عشرة بإسقاط الثلاث من المفصل، والثالث: خمس عشرة، وبه قال المدنيون، والرابع: أربعة عشر بإسقاط ص، وإثبات السجدتين فى الحج، وهو قول الشافعى وأحمد، والخامس: أربع عشرة بإسقاط والنجم، وهو قول أبى ثور، كما فى "البناية".
- (٣) قوله: "أربعة عشر سجدة. . . إلخ "اعلم أن في القرآن أربعة عشر سجدة: سبعة منها فريضة ، وثلاث منها واجب، وأربع منها سنة ، في آخر الأعراف فرض ، والرعد فرض ، والنحل فرض ، وبني إسرائيل فرض ، ومريم فرض ، والأولى في الحج فرض ، والفرقان واجبة ، والنمل سنة ، والم تنزيل واجبة ، وص فرض ، وحم السجدة واجبة ، والنجم سنة ، وإذا السّماء انشقت واقرأ سنة ، وهل تجب السجدة بشرط قراءة جميع الآية أم بعضها ، الصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة ، وقبله كلمة وبعده كلمة ، وجب السجود ، وإلا فلا ، وقبل : لا يجب بعضها ، الصحيح أنه إذا قرأ حرف السجدة ، وقبله كلمة وبعده كلمة ، وجب السجود ، وإلا فلا ، وقبل : لا يجب والمستحب الجهر بآية السجدة ، ولو قرأ آية السجدة كلها إلا الحرف الذي في آخرها ، لا يجب عليه سجود ، والمستحب الجهر بآية السجدة إذا كانت الجماعة متهيئين للصلاة ، وإلا فالإخفاء أفضل ، وإن تلا بالفارسي لزم السامع وإن لم يفهم عند أبي حنيفة ، وعنده ما : لا يلزمه إلا إذا فهم ، وروى أنه رجع إلى قولهما ، وعليه الاعتماد ، وإن قرأها بالعربية ، وجب على السامع فهم أو لم يفهم إجماعاً . (الجوهرة)
- (٤) قوله: "والأولى في الحج" وقال الشافعي: في الحج سجدتان، لحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، قال: نعم، ومن لم يسجدهما لم يقرأهما، ولنا ما روى عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما أنهما قالا: سجدة التلاوة في الحج هي الأولى، والثانية سجدة الصلاة، وقرانها بالركوع يؤيد ما روى عنهما، وما رواه الشافعي لم يثبت، وذكر ضعفه في "الغاية"، ولئن ثبت فلمراد بأحداهما سجدة التلاوة، وبالأخرى سجدة الصلاة. (العيني)

والعكق.

والسُجُودُ وَاجِبٌ في هَذِهِ الْمَوَاضِعِ (') عَلَى التَالِي والسَامِع ('') سَوَاءٌ قَصَدَ سِمَاعَ القُرْآنِ أو لَم يَقصُدُ ('') فإذا تَلا الإَمَامُ آيَةَ السَجْدَةِ سَجَدَهَا، وسَجَدَ الْمَأْمُومُ مَعَه ('') فإن تَلا المَأْمُومُ السُجُودُ ('') وإن سَمعُوا وهُم في الصَلاة آيَةَ سَجدَة من المَأْمُومُ السَّجُودُ ('') وإن سَمعُوا وهُم في الصَلاة آيَةَ سَجدَة من

- (۲) سواء كان التالى طاهرًا، أو محدثًا، أو جنبًا، أو حائضًا، أو نفساء، أو كافرًا، أو صبيًا، أو سكران، فذلك كله يوجب على السامع السجدة. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد" لما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم أنهم أوجبوا على التالي والسامع من غير قصد، وكفي بهم قدوة. (العيني)
- (٤) قوله: "فإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم [لالتزامه متابعته] معه "سواء سمعها منه أم لا، وسواء كان في صلاة الجهر أو المخافتة، إلا أنه يستحب أن لا يقرأها في صلاة المخافتة. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "فإن تلا المأموم لم يلزم الإمام ولا المأموم السجود" يعنى لا في الصلاة ولا بعد الفراغ منها عندهما، وقال محمد: يلزمهم بعد الفراغ، لأن السبب قد تقرر، ولا مانع بخلاف حالة الصلاة، لأنه يؤدي إلى خلاف موضوع الإمامة أو التلاوة، لأن التالى كالإمام للسامع في سجود التلاوة، ومعنى قولنا خلاف موضوع الإمامة أي ذلك على تقدير أن يسجد التالى أولا فيتابعه الإمام، فينقلب التابع متبوعًا، والمتبوع تابعًا، وإن لم يتابعه الإمام كان مخالفًا لإمامه أيضًا، ومعنى قولنا: أو التلاوة أي على تقدير أن يسجد الإمام أولا، فيتابعه التالى، وهذا خلاف موضوع سجدة التلاوة، فإن التالى إمام السامعين، فينبغى أن يتقدم سجود التالى، قال عليه التالى، وهذا خلاف موضوع سجدة التلاوة، فإن التالى إمام السامعين، فينبغى أن يتقدم سجود التالى، قال عليه الصلاة والسلام: المصلاة والسلام: المقتدى محجور عليه عن القراءة لنفاد تصرف الإمام عليه لأن قراءة الإمام له قراءة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: المقتدى محجور عليه، ولأن الشارع منعه عن القراءة الإمام له قراءة الإمام له قراءة الإمام لي عنها يعتد بها، ويعتبر حكمها، (الجوهرة) منبيّن، والتصرفات المنهى عنها يعتد بها، ويعتبر حكمها. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "وص" قال الشافعي: لا سجدة فيها، بل هي سجدة الشكر، لما روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سجد في ص، وقال: سجدها داود توبة، ونحن نسجدها شكرًا، ولنا ما روى عنه عن النبي على أنه سجد في ص، وما رواه ضعفه البيهقي والمرادبه لأجل الشكر، وهو لاينافي الوجوب. (العيني)

<sup>(</sup>۱) قوله: "واجب في هذه المواضع. . . إلخ" أي يجب عملا لا اعتقادًا، وتجب على التراخي لا على الفور، وقال مالك والشافعي: سنة، لأنه عليه السلام والصلاة قرأها ولم يسجد لها، ولنا: أن آياتها كلها تدل على الوجوب، لأنها على ثلاثة أقسام: قسم أمر صريح، وهو للوجوب، وقسم ذكر فيه فعل الأنبياء عليهم السلام، والاقتداء بهم واجب، وقسم ذكر فيه استنكاف الكفار، ومخالفتهم واجبة، وتأويل ما رواه أنه لم يسجد للحال، وليس فيه دليل على عدم الوجوب، إذهي لا تجب على الفور، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السجدة على من سمعها وعلى من تلاها» وكلمة "على "للوجوب. فإن قيل: لو كانت واجبة لما أديت بالإيماء في سجدة الصلاة وركوعها، ولما تداخلت ولما أديت بالإيماء من راكب قدر على النزول، فيقال: أداءها في ضمن شيء لا ينافي وجوبها كالسعى إلى الجمعة تتأدى بالسعى إلى التجارة. (العيني والفتح وغيرها)

رَجُلٍ لَيسَ مَعَهُم في الصَلاةِ، لَم يَسجُدُوهَا في الصَلاة ('') وسَجَدُوهَا بَعْدَ الصَلاة ('') فإن سَجَدُوهَا في الصَلاةِ لَم تُجزِئْهُم (") ولَم تَفسُد صَلاتُهم (المَه ومَن تَلا آية سَجدَة خَارَج الصَلاةِ ولَم يَسجُد هَا، حَتّى دَخَلَ في الصَلاةِ فتَلاهَا، وسَجَدَ لَهُما أَجزَأَتْهُ السَجدة عُن الصَلاةِ ولَم يَسجُد هَا، حَتّى دَخَلَ في الصَلاةِ فتَلاهَا، وسَجَدَ لَهُما أَجزَأَتْهُ السَجدَ هَا تَانيًا، التِلاوَتَين ('') وإن تَلاهَا في غير الصَلاةِ فَسَجَدَهَا، ثُم دَخَلَ في الصَلاةِ فتَلاهَا سَجَدَهَا ثَانيًا، ولَم تُجزِئُهُ السَجدَةُ الأولَى ('') ومَن كَرّرتلاوَة سَجدة واحدة وي مَجلس واحد، أجزَأَتُه سَجْدَةُ وَاحِدة في مَجلس واحد، أجزَأَتُه سَجْدَةٌ وَاحِدة في مَجلس واحد، أجزَأَتُه سَجْدَةٌ وَاحِدة في مَجلس واحد، ورَفَعَ رَأُسَه، ولا سَجْدَةٌ وَاحِدة في صَجَدَ ثُم كَبّر، ورَفَعَ رَأُسَه، ولا

(٥) قوله: "أجزأته السجدة عن التلاوتين" للتداخل، وجعلت الخارجية تبعًا للصلاتية لقوتها حتى لو لم يسجد للصلاتية لم يأت بالخارجية أيضًا وأثم، كذا في "فتح المعين" و"العيني"، وفي "الجوهرة": قوله: أجزأته، لأن الثانية أقوى لكونها صلاتية، فاستتبعت الأولى، وكونها سابقًا لا ينافي التبعية كسنة الظهر الأولى للظهر، وفي "النوادر": يسجد أخرى بعد الفراغ، لأن للأول قوة السبق، فاستويا. قلنا: للثانية قوة اتصال السجدة بالتلاوة فرجحت على الأولى، فاستتبعتها، وهذا إذا دخل في الصلاة قبل أن يتبدل المجلس، أما إذا تبدل لم يجزه سجدة الصلاة عن التلاوتين، وهذا الذي ذكره الشيخ هو رواية كتاب الصلاة.

وفى "النوادر": لا يسقط ما وجب خارج الصلاة، بل يسجدها بعد الصلاة، لأنه حين اشتغل بالصلاة تبدل المجلس، كما لو اشتغل بالأكل، ولا يمكن جعل الأولى تبعًا، لأن السابق لا يكون تبعًا لللاحق، ولا يمكن جعل الثانية تبعًا، لأنها أقوى، فوجب اعتبار كل واحد سببًا، فالصلاتية تؤدى فيها، والأولى تؤدى بعد الفراغ من الصلاة، إلا أن الأول هو الظاهر، لأن المتلو آية واحدة، والمكان واحد، والثانية أصل، لأن لها حرمتين، حرمة التلاوة وحرمة الصلاة، ثم على رواية كتاب الصلاة في قوله: أجزأته، فلو لم يسجدها في الصلاة حتى فرغ منها سقطت عنه السجدتان جميعًا، وفي رواية "النوادر": ما وجب خارج الصلاة لا يسقط.

<sup>(</sup>١) قوله: "لم يسجدوها في الصلاة [لأنها ليست بصلاتية]" لأنها ليست بصلاتية، فيكون إدخالها فيها منهيّا عنه، وهي وجبت كاملة، فلا تتأدى بالمنهي. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٢) لصحة التلاوة من غير حجر . (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: "لم تجزئهم" لنقصانها، يعنى إنها ناقصة لمكان النهى، فلا يتأدى بها الكامل، ولأنها ليست بصلاتية، وغير الصلاتية لا تؤدى في الصلاة، فتمكن النقصان بأداءها في الصلاة، وما وجب بصفة الكمال لايتأدى بالناقص. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٤) قوله: "لم تفسد. . . إلخ" لأنها من أفعال الصلاة، وفي "النوادر": تفسد وهو قول محمد، والأول قولهما، وهو الأصح، ولو قرأ الإمام آية السجدة التي سمعها من الأجنبي في الصلاة قبل فراغه منها، فسجدها في الصلاة، أجزأته عنهما جميعًا. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) لأن الصلاتية أقوى، فلا تنوب الأولى عنها. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) قوله: "أجزأته سجدة واحدة" والأصل أن مبنى السجدة على التداخل دفعًا للحرج، فإذا تلا آية سجدة فسجد ثم قرأ تلك الآية في ذلك المجلس مرار، يكفيه تلك السجدة عن التلاوات الموجودة بعد السجدة،

تَشَهُّدَ عَلَيهِ ولا سَلامَ<sup>(١)</sup>.

#### باب صكلة المسكافر(٢)

#### السَفَرُ الذِي يَتَغَيَّرُبِه الأحكَامُ هُوَ أَن يَقصُدَ الإِنسَانُ (٣) مَوضِعًا بَينَه وبَينَ الْمَقصِد

قولة" فى مجلس واحد" احترازًا عما إذا تبدل المجلس، والتبدل يكون حقيقة ويكون حكمًا، فالحقيقة ظاهرة، والحكم كما إذا كان فى مجلس بيع، فانتقل إلى مجلس نكاح، أو أكل كثيرًا أو شرب كثيرًا وهو فى مكانه، أو أرضعت المرأة ولدها، أو امتشطت أو اشتغل بالحديث، أو عمل عملا يعلم أنه قاطع لما قبله، فإنه ينقطع حكم المجلس، وأما إذا كان العمل قليلا كما إذا أكل لقمة أو لقمتين، أو شرب جرعة أو جرعتين، أو تكلم كلمة أو كلمتين، أو خطوة أو خطوتين، فإنه لا يقطع المجلس، وإنما يختلف المجلس بالأكل حتى يشبع، أو بالشرب حتى يروى، أو بالعمل والكلام حتى يكثر، كذا قال التمرتاشى، كذا فى "الجوهرة"، وإن شئت زيادة التفصيل، فارجع إليها وإلى المطولات المعترات.

(٨) قوله: "ومن أراد السجود [اعتباراً بسجدة الصلاة] كبّر ولم يرفع يديه، وسجد [لما روى ابن عمر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يفعل في السجود يعني لا يرفع يديه. (فتح المعين)]" اعتباراً بسجدة الصلاة، كذا في "الهداية"، وفيه إشارة إلى أن التكبير سنة، وليس بواجب، لأنه اعتبره بسجدة الصلاة، والتكبير فيها ليس بواجب، ويقول في سجوده: سبحان ربى الأعلى ثلاثًا، هو المختار، ولا تجوز سجدة التلاوة إلا بما تجوز فيها ليس بواجب، ويقول في سجوده: المحدث، والنجس وستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الثوب وطهارة المكان، ولا تيمم لها إلا أن لا يجد الماء، أو يكون مريضا، فإن تكلم فيها أو قهقه أو أحدث متعمداً أو خطاً، فعليه إعادتها. (الجوهرة)

(۱) قوله: "ولا تشهد عليه ولا سلام" لأن ذلك بالتحليل، وهو يستدعى سبق التحريمة، وهي منعدمة، لأنه لا إحرام لها، فإن قلت: كيف تكون التحريمة منعدمة، وقد قال: ومن أراد السجود كبر والتكبير للتحريمة، قلت: ليس للتحريمة، بل هي لمشابهتها بسجدة الصلاة، والتكبير في سجدة الصلاة إنما هو للانتقال، فكذا هذا انتقال من التلاوة إلى السجود. (الجوهرة)

(٢) قوله: "باب صلاة المسافر" للمسافر نوع رخصة من سقوط الأحكام، وفي سجود التلاوة نوع رخصة، وهو التداخل فيكون المناسبة موجوداً إلا أن باب المسافر ينبغي أن يقرب بباب المريض من حيث إن لكل واحد عذر، إلا أنه فصل بينهما بباب سجود التلاوة، لأن المرض عذر جبرى، والسفر عذر اختيارى، والإضافة في صلاة المسافر من إضافة الفعل إلى فاعله، أو من إضافة الشيء إلى شرطه، والأصل في المفاعلة أن تكون بين اثنين، وقد يستعمل في واحد، وههنا من قبيل الأول، لأن المسافر لا يخرج من بيته غالبًا إلا مع رفيقه.

والسفر في اللغة: الكشف، سمى به لأنه يكشف عن أخلاق الرجال، وشرعًا قطع مسافة تتغير به الأحكام من قصر الصلاة وإباحة الفطر، وامتداد مدة المسح، وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية، وحرمة الخروج على المرأة الحرة بغير محرم. (ملا مسكين والفاتح)

(٣) قوله: "أن يقصد . . . إلخ" القصد هو الإرادة لما عزم عليه إنما قيد بالقصد لأنه لو طاف جميع الدنيا من غير قصد السفر لا يصير مسافرًا، وكذا القصد نفسه من غير سير لا يعبأ به، فالقصد وحده غير معتبر، وكذا الفعل، بل المعتبر اجتماعهما . (من "الجوهرة")

# مَسيرةُ ثَلاثَة أيّام (١) بسَيرِ الإبلِ (١) ومَشي الأقدام، ولا مُعتَبَرَ في ذَلِكَ بالسَيرِ في الْمَاءِ (١)، و وَوَرُضُ الْمُسَافِرِ عَندَ نَا (١) في كُلّ صَلاة رُبَاعيّة رَكعَتَان (٥)، ولا تَجُوزُكَه الزيادَةُ عَلَيهما (١)، .

(۱) قوله: "مسيرة ثلاثة أيام" يعنى نهارًا دون لياليها، لأن الليل للاستراحة، ويعنى ثلاثة أيام أقصر أيام السنة، وهل يشترط سفر كل يوم إلى الليل، الصحيح أنه لا يشترط حتى لو بكّر فى اليوم الأول ومشى إلى الزوال، وبلغ المرحلة ونزل للاستراحة، وبات فيها ثم بكر فى اليوم الثانى كذلك إلى الزوال، ثم فى اليوم الثالث كذلك، يصير مسافرًا، كذا فى الفتاوى، لأنه لا بدله من النزول لاستراحة نفسه ودابته، لأنه لا يطيق السفر من الفجر، وكذا الدابة لا تطيق ذلك، فألحقت مدة الاستراحة بمدة السفر لفرورة. (الجوهرة)

قوله: مسيرة ثلاثة أيام، مع الاستراحات المعتادة حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر، وقيد بثلاثة أيام، وهى أدنى مدة السفر عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام: "يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها"، وجه الاستدلال أن المسافر ذكر بالألف واللام، فاستغرق الجنس لعدم المعهود، واقتضى تمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام، ولا يمكن ذلك إلا أن تكون بأقل مدة السفر ثلاثة أيام، إذ لو كان أقل من ذلك يخرج بعض المسافرين عن استيفاء هذه المدة، ويتطرق الخلف في كلام صاحب الشرع، والزيادة عليها منتفية إجماعًا، فكان الاحتياج إلى إثبات أن الثلاثة أقل مدة السفر، وعند الشافعي: مقدر بيومين، وهو ستة عشر فرسخًا، وفي قول: بيوم وليلة، وعند مالك: بأربعة برائد، وكل بريد اثنا عشر ميلا، وعند أبي يوسف بيومين وأكثر الثالث، ولكل واحد دلائل من الآثار، ولنا ما رويناه من حديث المسح على الخف، كذا في "العيني" وغيره.

#### (٢) أي القافلة دون البريد. (الجوهرة)

(٣) قوله: "ولا معتبر في ذلك بالسير في الماء [كذا في نسخ صحيحة]" أي لا يعتبر السير في البر بالسير في البحر، ولا السير في البحر بالسير في البر، وإنما يعتبر في كل موضع منها ما يليق بحاله، حتى لو كان موضع له طريقان: أحدهما: في الماء، وهي تقطع في ثلاثة أيام إذا كانت الرياح مستوية. والثاني: في البر وهي تقطع في يومين، فإنه إذا ذهب في طريق الماء يقصر، وفي البر لا يقصر، وفي العكس العكس، ولو كانت المسافة ثلاثًا بالسير المعتاد، فسار إليها على الفرس أو البريد والريل جريًا حثيثًا، فوصل في يومين أو أقل قصر، قال أبو حنيفة: في مصر له طريقان أحدهما يقطع في ثلاثة أيام، وأخرى في يومين إن اختار الأبعد قصر، وإن اختار الأقرب لا يقصر. (الجوهرة وغيرها)

(٤) قوله: "فرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية ركعتان"، قيد بالفرض احترازاً عن السنن، فإنها لا تقصر، وقيد بالرباعية ليعلم أنه لا قصر في المغرب والفجر والوتر. (الجوهرة وغيرها)

(٥) قوله: "ركعتان" يعنى ينقص من الفرض الرباعى الذى يصلى فى الحضر بقدر ركعتين يكون فرضه ركعتين، وهو قول عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر رضى الله عنهم، وقال الشافعى رحمه الله: الفرض أربع، والقصر رخصة اعتباراً بالصوم. ولنا حديث عمر بن الخطاب قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد على وقد خاب من افترى"، وقالت عائشة رضى الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: صحبت النبي على في السفر، فكان لا يزيد على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، وعن ابن عباس مثله، وكل من روى صلاته عليه الصلاة والسلام في السفر، وي القصر، فلو كان فرض المسافر أربعاً لما تركه عليه الصلاة والسلام، لاختياره العزية.

فعلم بذلك أن الأربع في حقه غير مشروع، ولأن الشفع الثاني لا يقضى، ولا يأثم بتركه بالاتفاق، وهذِه آية

فإن صَلَّى أربَعًا (١) وقد قَعَدَ في الثّانية مقدار التَشَهّد، أجزَأَتْهُ الرَكْعَتَانِ عَن فَرضه (١) وكَانَتِ الأُخريانِ لَه نَافِلَةً (١) وإن لَم يَقعُد في الثّانية مقدار التَشَهّد في الرَكعَتينِ الأوليينِ بطَلَت صَلاتُه (١) ومَن خَرَجَ مُسَافِرًا صَلَّى رَكعَتينِ إذَا فَارَقَ بُيُوتَ الْمِصْرُ (٥) ولا يَزَالُ عَلَى حُكْم الْمُسَافِرِ حَتّى يَنوِى الإقَامَة في بَلدَة (١) خَمسَة عَشَر يَومًا فَصَاعِدًا (٧) فيكزَمُه الإثمامُ،

النافلة، بخلاف الصوم، لأنه يقضى، فإذا علمت أن فرض المسافر ركعتان تكون القعدة الأولى من الرباعية فرضًا في حق المسافر. (الزيلعي وغيره)

- (٦) وإن زاد صار عاصيًا.
- (١) وكان أحرم بركعتين. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "أجزأته الركعتان عن فرضه" وكانت الأخريان له نافلة، ولما قعد قدر التشهد أجزأته ركعتان،
   وبقى عليه السلام وتركه لا يفسد الصلاة ولكن يكره. (الفاتح)
  - (٣) ويصير مسيئًا بتأخير السلام. (الجوهرة)
  - (٤) لاختلاط النافلة بها قبل إكمال أركانها. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "إذا فارق [أى من الجانب الذى خرج]. . . إلخ" لأن الإقامة تتعلق بدخولها، فيتعلق السفر بالخروج عنها، وفيه الأثر عن على، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" أن عليًا لما خرج من البصرة رأى خُصًّا، فقال : لو جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين، والخص قصب من بيت، وإنما شرط مجاوزة العمران لأن السفر فعل لا يوجب بمجرد النية، فيشترط قرائه بأدنى فعل، بخلاف ما إذا نوى الإقامة حيث يصير مقيمًا بمجرد النية، لأن الإقامة ترك الفعل لا يحتاج إلى الفعل، كذا في قاضى خان، قال في "الجوهرة": فارق بيوت المصر يعنى من الجانب الذى خرج منه، لا جوانب كل البلد، حتى لو كان خلف الأبنية التى في الطريق الذى خرج منه قصر، وإن كان بحذائه أبنية أخرى من جانب آخر من المصر -انتهى وليس المراد بالمصر حقيقته، بل المراد محل إقامته، أعم من البلد والقرية مجازًا، فإن الخارج من القرية للسفر مسافر. (فتح المعين وغيره)
- (٦) قوله: "حتى ينوى الإقامة في بلدة [أو قرية، ولا تصح في مفازة]" اشتراط النية إنما هو في حق من هو أصل بنفسه، أما في حق من هو تبع لغيره كالعبد، فإنه يصير مقيمًا بنية المولى، والمرأة بنية الزوج إذا كانت قدقبضت المهر المعجل، وكذا الجندى مع السلطان، وهذا إذا علم التبع نية الأصل، أما إذا لم يعلم فالأصح أنه لايصير مقيمًا، كذا في "الوجيز"، وإذا نوى المسافر الإقامة في الصلاة أتمها، سواء كان منفردًا أو مقتديًا، مسبوقًا كان أو مدركًا، وقيد بقوله: في بلدة إشارة إلى أنه لا تصح نية الإقامة في المفازة، وهو الظاهر من الرواية، وليس المراد من المواية، على صالح للإقامة. (الجوهرة وغيرها)
- (٧) قوله: "خمسة عشر يومًا فصاعدًا" وقال مالك والشافعي: مدة الإقامة أربعة أيام، لحديث عثمان رضى الله عنه: من أقام أربعًا صلى أربعًا، ولنا ما ورد عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم أنهما قالا: إذا قدمت بلدا وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم بها خمسة عشر يومًا وليلة فأكمل صلاتك، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها، والأثر في المقدرات كالخبر، إذ الرأى لا يهتدى إليه، ولأنه لا يمكن اعتبار مطلق اللبث، لأن السفر لا يعرى عنه، فيؤدى إلى أن لا يكون مسافرًا أصلافقدرناها بمدة الطهر، لأن الإقامة أصل كالطهر، والسفر

فإن نَوى الإقامَة أقل مِن ذَلِك كَم يُتِم ومَن دَحَل بَلدًا، ولَم يَنوِ أَن يُقِيمَ فِيه حَمسَة عَشَر يَومًا، وإنّما يَقُولُ: غَدًا أَخرُجُ أُو بَعدَ غد أَخرُجُ حَتّى بَقى عَلَى ذَلِك سَنِينَ، صَلّى رَكعَتين (1) ، وإذَا دَحَلَ العَسكَرُ في أرضِ الحَرْب، فَنَووْ الإقامَة حَمسَة عَشَر يَومًا لَم يُتِموّا الصَلاة (٢) ، وإذَا دَحَلَ الْعُسكَرُ في صَلاة الْمُقيم مَع بَقاء الوقت (٣) أتّم الصَلاة (١) ، وإن دَحَلَ مَعه في وإذَا دَحَلَ الْمُسافِرُ في صَلاة الْمُقيم مَع بَقاء الوقت (٣) أتّم الصَلاة (١) ، وإن دَحَلَ مَعه في فائتَة (٥) لَم تَجُزْ صَلاتُه خَلفَه (١) ، وإذَا صَلّى الْمُسافِرُ (٧) بالمُقيمين صَلّى رَكعتَين وسَلَم، ثُمّ أَتُم الْمُقيمُونَ صَلاتَهُم (٨) ، ويَستَحِب له إذَا سَلّم (٩) أن يقُولَ لَهُم: أتَموّا صَلاتَكُم (١٠) فإنّا قَومٌ

عارض كالحيض، وقد ثبت أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، فكذا الإقامة، وإنما اعتبرناها بذلك لأنهما مدتان موجبتان، أي مدة الإقامة توجب الإتمام، ومدة الطهر توجب على المرأة الصوم والصلاة. (الجوهرة وفتح المعين)

- (۱) قوله: "صلى ركعتين" أى قصر، لأن ابن عمر رضى الله عنهما أقام بأذربيجان ستة أشهر، وكان يقصر، أخرجه البيهقى بإسناد صحيح. وعن أنس رضى الله عنه أنه أقام بنيشابور ستة أشهر، وكان يقصر، وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك. (الجوهرة والمستخلص وغيرهما)
- (٢) قوله: "لم يتموا الصلاة" ظاهر هذا ولو كانت الشوكة لهم، لأن حالهم مبطل عزيمتهم، لأنهم بين أن
  يغلبوا فيقروا وبين أن يُغلبوا فيفروا، فلم يكن دار إقامة كالمفازة. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "مع بقاء الوقت" بقاءه أن يكون قدر ما يسع التحريمة، وإنما قيد مع بقاء الوقت، لأنه إذا لم يبق الوقت لا يتغير بعد الوقت، لانقضاء السبب، كما لا يتغير بنية الإقامة، فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة الأولى، إذ هي فريضة في حق المسافر، أو في حق القراءة؛ لأن قراءته في الأخريين نفل. (الجوهرة وفتح المعين)
- (٤) قوله: "أتم الصلاة. . . إلخ" سواء أدرك أولها أو آخرها، لأنه التزم متابعة الإمام بالاقتداء، فيتغير فرضه إلى أربع للتبعية لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا على أثمتكم» كما يتغير بنية الإقامة. (الجوهرة وغيرها)
- (٥) قوله: "وإن دخل معه في فائتة" يعنى فائتة في حق الإمام والمأموم، وهي رباعية، أما إذا كانت ثلاثية أو ثنائية، أو كانت فائتة في حق الإمام مؤداة في حق المأموم، كما إذا كان المأموم يرى قول أبي حنيفة في الظهر، والإمام يرى قولهما، فإنه يجوز دخوله معه في الظهر بعد المثل قبل المثلين. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "لم تجز صلاته خلفه" هذا إذا دخل معه بعد خروج الوقت، أما إذا دخل معه في الوقت، ثم خرج الوقت، في الوقت، ثم خرج الوقت وهم في الصلاة، لم تفسد، لأن الإتمام لزمه بالشروع معه في الوقت، فألحق بغيره من المقيمين، كما إذا اقتدى به في العصر، فلما فرغ من التحريمة غربت الشمس، فإنه يتم أربعًا، ولو صلى مقيم ركعة من العصر، ثم غربت الشمس، فجاء مسافر واقتدى به في العصر، لم يكن داخلا في صلاته. (الجوهرة)
  - (٧) أي يكون المسافر إمامًا.
- (٨) قوله: "ثم أتم المقيمون صلاتهم" يعنى وحدانًا، ولا يقرؤن فيما يقضون، لأنهم لاحقون، والأصل أن اقتداء المقيم بالمسافر يصح في الوقت وبعد خروجه، لأن فرضه لا يتغير بخلاف المسافر إذا اقتدى بالمقيم، فإنه لا

سَفْرٌ ()، وإذَا دَحَلَ الْمُسَافِرُ مِصرَه أَتَمّ الصَلاة () وإن لَم يَنوِ الإِقَامَة فِيه، ومَن كَانَ لَه وَطَنٌ، فَانتَقَلَ عَنهُ والسَتوطَن غَيرَه، ثُمّ سَافَر، فد حَل وَطَنه الأوّل لَم يُتِمّ الصَلاة ()، وإذَا نَوى الْمُسَافِرُ أَن يُقِيم بَكّة ومِنَى حَمسَة عَشَر يَومًا، لَم يُتمّ الصَلاة ()، والجَمعُ بَينَ الصَلاتَين

يصح إلا مع بقاء الوقت، كما مر . (الجوهرة)

- (٩) يعنى التسليمتين هو الصحيح، وإن قال: قبل شروعه، فهو أحبّ.
- (١٠) قوله: "أن يقول لهم: أغّوا. . . إلخ" لأنه عليه السلام قاله حين صلى بأهل مكة وهو مسافر، أخرجه أبو داود والترمذي .
  - (١) جمع سافر كركب جمع راكب. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "أتم الصلاة وإن لم ينو . . . إلخ" لأن مصره متعين للإقامة، فلا يحتاج إلى النية، ولأنه عليه السلام وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير غرم جديد .
- (٣) قوله: "لم يتم الصلاة" لأن النبي والمهاجرين من أصحابه كانوا من أهل مكة، ثم لما هاجروا واستقروا بالمدينة، انتقض وطنهم بمكة حتى إذا أتوا مكة يصلون صلاة المسافرين، واعلم أن الأوطان ثلاثة وطن أهلى، ووطن إقامة، ووطن سكنى، فالأهلى ما كان أهله فيه، لا يبطل إلا بمثله، ووطن الإقامة ما نوى أن يقيم فيه فيه خمسة عشر يومًا فصاعدًا، يبطل بالأهلى وبمثله، وبإنشاء سفر ثلاثة أيام، ووطن السكنى ما نوى أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر يومًا، وهو أضعف الأوطان يبطل بالكل، ومن حكم وطن الإقامة أنه ينتقض بالأهلى؛ لأنه فوقه وبوطن الإقامة، لأنه مثله وبإنشاء السفر، لأنه ضده ولا ينتقض بوطن السكنى، لأنه دونه بيان هذا زبيدى خرج إلى المهجم فاستوطنها، ونقل أهله إليها، ثم سافر منها إلى عدن، فمر بزبيد، فإنه يصلى فيها ركعتين، لأنه وطنه الأول باستحداث هذا الثاني فإن كان استحدث بالمهجم أهلا، وأهله الأولون باقون بزبيد، فسافر منها المهجم إلى عدن، فمر بزبيد يصلى فيها ركعتين، لأنه من المهجم إلى عدن، فمر بزبيد عملى بها أربعًا، لأن كلاهما وطن له، فإن كان وطنه ابتداء بزبيد، فخرج إلى مكة، فنوى المقام بالمهجم خمسة عشر يومًا فصاعدًا، فإنه يتم ما دام بها، فإذا خرج منها إلى مكة ثم عاد إلى مكة، فنوى المقام بها ركعتين حتى يأتى إلى زبيد، لأنه قد بطل بإنشاء السفر إلى مكة، فيسقط حكمه، وكذا إذا خرج من المهجم الى حرض، فنوى المقام بها خمسة عشر يومًا فصاعدًا، ثم رجع إلى زبيد صلى بالمهجم صلى بها أربعًا، لأن وطنه بها لم يبطل، لأنه لم يوجد منه إنشاء سفر صحيح، فصار كأنه خرج إلى المصلى. (الجوهرة مع لأن وطنه بها لم يبطل، لأنه لم يوجد منه إنشاء سفر صحيح، فصار كأنه خرج إلى المصلى. (الجوهرة مع الاختصار)
- (٤) قوله: "لم يتم الصلاة" لأن اعتبار النية في موضعين يقتضى اعتبارها في مواضع، وهو ممتنع إلا إذا نوى أن يقيم بالليل في أحدهما، فإنه يصير مقيمًا بدخوله فيه، لأن إقامة الإنسان تضاف إلى موضع مبيته، ولأن نية الإقامة ما كانت في موضع واحد، لأنها ضد السفر، والانتقال من موضع إلى موضع يكون ضربا في الأرض، ولا يكون إقامة، والتقييد بمكة ومنى اتفاقى، بل المعتبر كونهما أصليين، ففي كل موضعين أحدهما تبع للآخر بأن كانت القرية قريبة من المصر بحيث تجب الجمعة على ساكنها، فإنه يصير مقيمًا، فيتم بدخول أحدهما، واستفيد من كلامه أن شرائط نية الإقامة خمسة: ترك السفر، والمدة، وصلاحية الموضع، واتخاذ المكان، والاستقلال بالرأى، فلا يصح نية التابع. (الجوهرة ومسكين وفتح المعين)

للمُسافِريَجُوزُ فِعْلا، ولا يَجُوزُ وَقَتًا (١) و تَجُوزُ الصَلاةُ في سَفينَة قَاعِدًا (٢) عَلَى كُلَّ حَالَ عِندَ أبى حَنيفَة ، وعِندَ هُما لا تَجُوزُ إلا بعُدْر، ومَن فَاتَتْه صَلاةٌ في السَفَرِ قَضَاهَا (٣) في الحَضَر رَكعَتَين ، ومَن فَاتَتْه صَلاةٌ في الحَضَر قَضَاهَا في السَفَر أربَعًا، والعَاصِي والمُطيعُ في السَفَر في الرُخصَة سَوَاءٌ (١) . 

بابُ صَلاة الْجُمُعَة (٥)

لاتَصِحّ الْجُمُعَةُ (1) إلا في مِصرِ جَامِع (٧)، أو في مُصلّى الْمِصر (٨)، ولا تَجُوزُ في

(۱) قوله: "والجمع بين الصلاتين للمسافر يجوز فعلا [بأن يؤخر الظهر، ويعجل العصر] ولا يجوز وقتًا للم اروى عن ابن مسعود رضى الله عنه: "والذى لا إله غيره ما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة قط إلا لوقتها، إلاصلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع -أى مزدلفة - "، فما ورد عنه عليه الصلاة والسلام مما يقتضى جواز الجمع بين صلاتين لعذر مرض أو نحوه محمول على الجمع الصورى، بأن أخر الأولى وعجّل الثانية، وقال الشافعى: يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفر والمطر، له لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر في سفر تبوك، وبين المغرب والعشاء. ولنا ما روينا، وأيضًا قوله عليه السلام: "من جمع بين الطهر الم ققد أتى بابًا من الكبائر" وتأويل ما رواه أنه عليه السلام جمع بين الظهر والعصر في أول وقتها، وقال مالك رحمه الله: يجوز الجمع لو فعلا لا وقتًا، بأن أخر الظهر إلى آخر وقتها، وأدى العصر في أول وقتها، وقال مالك رحمه الله: يجوز الجمع لو حل أيضًا، وعن أحمد مثلها. (الفتح والعيني وغيره)

- (٢) لحديث ابن سيرين: "صلينا مع أنس في السفينة قعودًا، ولو شئنا لخرجنا إلى الحد".
  - (٣) لأن القضاء بحسب الأداء.
- (٤) قوله: "سواء" أى من سافر سفر المعصية كقطاع الطريق واللصوص وغير ذلك، كالمرأة التي حجت بغير زوج أو بغير محرم، والعبد الذى أبق من مولاه يترخصون بالقصر والإفطار، كما يترخص من سافر سفر الإطاعة كالغزاة والحجاج، وهذا عندنا، وقال الشافعي: لا رخصة للعاصبي، لأن الرخصة ثبت تخفيفًا فلا يتعلق بما يوجب التغلظ وهو المعصية، ولنا: إطلاق النصوص كقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مريضًا أو عَلى سَفَر فَعِدةٌ من أيّام أخرَ وقوله عليه الصلاة والسلام: "صلاة المسافر ركعتان" (من غير فصل" وقوله عليه الصلاة والسلام: "عسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها" كل هذا من غير قيد، ولأن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو معه، والرخصة تتعلق بالسفر لا بالمعصية، لأن المعصية المجاورة لا تنفى الأحكام كالبيع عند النداء. (الفتح والمستخلص والجوهرة)
- (٥) قوله: "باب صلاة الجمعة" والجمعة مشتقة من الاجتماع، لاجتماع الناس أو لما جاء من جمع خلق آدم فيها، أو جمعه مع الحوّاء عليهما السلام في الأرض، وهي بسكون الميم والتحريك جائز بالضم في اللغة، والقراء يقرأون بضم الميم، وكان اسمها في الجاهلية العروبة، وقيل: أول من سماها جمعه كعب بن لوى، ويسمى يوم المزيد لتزايد الخيرات فيه، أو لتزايد الثواب، وقد يطلق عليها العيد أيضًا، وهي فرض عين يكفر جاحدها لثبوتها بدليل قطعى، وهي فرض مستقل آكد من الظهر، وليست بدلاعنه، والمناسبة بين البابين أن في كليهما سقوط شطر الصلاة، يعنى أن نسبتها إلى الظهر شطر، لا أنها تنصيف الظهر بعينه، لأنها فرض ابتداء. (فتح المعين وغيره)

(٦) قوله: "ولا تصح الجمعة إلا . . . إلخ" لقوله عليه السلام: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى

#### القُرَى (١)، ولا تَجُوزُ إِقَامَتُهَا إلا للسُلطَان (٢)، أو لمَن أمَرَه السُلطَانُ (٦)، ومن شَرَائطهَا: الوَقتُ،

إلا في مصر جامع وهو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، وهذا عن أبي يوسف، واختاره الكرخي، وهو الظاهر من المذهب، وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم، وهو اختيار الثلجي، وقال أبو حنيفة: إنه كل بلدة يكون فيها سكك وأسواق وبها رساتيق ووالٍ ينصف المظلوم من ظالمه، وعالم يرجع إليه في الحوادث، وهو الأصح. (الجوهرة وغيرها)

(٧) قوله: "إلا في مصر جامع [وتؤدى في مواضع متعددة عند أبي حنيفة في الصحيح، وهو قول محمد. (الجوهرة وغيرها] "الأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَاسَعُوا إلى ذِكْرِاللهِ ﴾ ليس على إطلاقه إجماعًا بين الأمة، إذ لا تجوز إقامتها في البراري إجماعًا ولا في كل قرية، فكان خصوص المكان مرادًا إجماعًا، وقدر بالمصر لقول على رضى الله عنه: «لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة» أخرجه ابن أبي شيبة وصححه ابن حزم، وعند عبد الرزاق عنه: لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع، وهو موقوف في حكم المرفوع، لأن دليل الافتراض من كتاب الله تعالى يفيده على العموم، فإقدامه على نفيه في بعض الأماكن لا يكون إلا عن سماع، ويؤيده أنه لم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى، ولو كان لنقل ولو آحادًا، كذا في "فتح القدير".

(A) قوله: "أو في مصلى المصر" لأن له حكم المصر، وليس الحكم مقصوراً على المصلى، بل تجوز في جميع أفنية المصر، لأنها بمنزلته في حق حوائج أهل المصر من ركض الخيل وجمع العساكر، وصلاة الجنازة ودفن الموتى ونحو ذلك. وفي تقدير الأفنية أقوال: قدرها بعضهم بميل، وبعضهم بميلين، وبعضهم بفرسخين، وبعضهم بغيره، وبعضهم بمنتهي حد الصوت إذا صاح أو أذن المؤذن، والمختار للفتوى قول محمد رحمه الله: إنه مقدر بفرسخ الحاصل أنه تؤدى الجمعة في مصلى المصر مثل مصلى العيد، سواء كان بينهما مزارع أولا، لأنه يكون في فنائه، وفناءه ملحق به، واعلم أنه قال شمس الأئمة السرخسى: إن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامة الجمعة في مصر واحد في مسجدين وأكثر، وبه نأخذ، لإطلاق "لا جمعة إلا في مصر"، ولأن في التزام التوحد حرجاً بينا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين، ولم يوجد دليل على عدم جواز التعدد، وعدمه في العهد النبوى وعهد الصحابة لا يستلزم عدم جوازه، بل قد ثبت تعدد صلاة العيد في عهد على رضي وعدمه في العهد النبوى وعهد الصحابة لا يستلزم عدم جوازه، بل قد ثبت تعدد صلاة العيد في عهد على رضي على أنه كان يخرج إلى الجبانة في العيد ويستخلف في المصر من يصلى بضعفة الناس، وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فلما جاز في صلاة العيد جاز في الجمعة، لأنهما في الاختصاص بالمصر يستويان. (الفتع)

(۱) قوله: "ولا تجوز في القرى [لما روينا من قوله عليه السلام: "لا جمعة . . . " إلخ] "خلافًا للشافعي لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أنها أقيمت بجسجد عبد القيس بجواثي قرية من قرى البحرين، ولنا قول على رضى الله عنه: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع "كما مر ، ولا حجة له في حديث ابن عباس رضى الله عنهما، لأن جواثي اسم لحصن بالبحرين، وهي مدينة، والمدينة تسمى قرية كما ورد في القرآن، كذا في "المسكين و" الفتح". قال في "الفاتح شرح القدوري": إن قلت: قد علم من قوله: "إلا في مصر جامع " أنها لا تجوز إلا في المصر، فبعد ذلك لا تحتاج إلى قوله: ولا تجوز في القرى؟ قلت: ذكره لاهتمامه في شأنها، أو لتصريح الرد على الشافعي، وقد كتب جلدين بخطه على ظهر البداية نقلا عن يد المصنف للكفاية: البلدة الكبيرة بمنزلة المصر، وأما الصغيرة فالجمعة فيها بدعة حسنة لشيخ الإسلام الهروى في حاشية "شرح الوقاية".

(٢) قوله: "ولا تجوز إقامتها إلا للسلطان [لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة والتسوية بينهم]" الأصل في هذا

### فتَصِيحٌ في وَقُتِ الظُّهْرِ، ولا تَصحَّ بَعدَهُ<sup>(١)</sup>.

الاشتراط قوله ﷺ: "من تركها وله إمام جائر أو عادل فلا جمع الله شمله" أخرجه ابن ماجه وغيره، وعن الحسن البصرى أربع إلى السلطان وذكر منها إقامة الجمعة والعيدين، أخرجه ابن أبى شيبة، والفقه فيه على ما فى الهداية "وغيرها أن الجمعة تقام بجمع عظيم، وقد تقع المنازعة فى التقدم والتقديم فى غيره، فلا بد من السلطان، أو من أذن له بإقامة الجمعة لدفع الحرج، وهذا يرشدك إلى أن اشتراطه إنما هو على سبيل الأولوية حيث لا تعدد الجمعة، وحيث تعددت، فلا حاجة إلى ذلك، وقد كانت إقامة شعائر الإسلام كالجمعة والعيدين فى زمان السلف مفوضة إلى السلطان ومن ينوب منابه، وفى "جامع الرموز": المراد بالسلطان الولى الذى ليس فوقه وال، عادلا كان أو جائراً، والإطلاق مشعر بأن الإسلام ليس بشرط، وهذا إذا أمكن استئذانه، وإلا فالسلطان ليس بشرط، فلو اجتمعوا على رجل صلوا جاز، كما فى صلاة "الجلالي" وغيره -انتهى -.

وفى "معراج الدراية" عن "المبسوط": البلاد التى فى أيدى الكفار بلاد الإسلام لا بلاد الحرب، لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر، بل القضاة والولاة مسلمون، يطيعونهم عن ضرورة أو بدونها، وكل مصر فيه وال من جهتهم تجوز له إقامة الجمع والأعياد والحد وتقليد القضاة، فلو كانت الولاة كفارًا يجوز للمسلمين إقامة الجمعة، ويصير القاضى قاضيًا بتراضى المسلمين، ويجب عليهم أن يلتمسوا واليًا مسلمًا -انتهى - وفى فتح المنان فى تأييد مذهب النعمان للشيخ عبد الحق المحدث الدهلوى بعد ذكره عبارة "الهداية" قال: ظاهره يفيد الأولوية والاحتياط عقلا لا الاشتراط، وعدم جواز الصلاة بدونه شرعًا -انتهى ملخصًا -.

وفى "رسائل الأركان الأربع" لبحر العلوم مولانا عبد العلى اللكنوى لم أطلع على دليل يفيد اشتراط أمر السلطان، وما فى "الهداية" أى لا يثبت به الاشتراط لإطلاق نصوص وجوب الجمعة، ثم هذه المنازعة تندفع بإجماع المسلمين على تقديم واحد، وكما فى جماعة الصلوات، عسى أن تقع المنازعة فى تقديم رجل، لكن تندفع بإجماع المصلين، فكذا فى الجمعة، ثم الصحابة أقاموا الجمعة فى زمان فتنة أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه، وكان هو إمامًا حقا محصورا، ولم يعلم أنهم طلبوا منه الإذن، بل الظاهر هو عدم الإذن، لأن هؤلاء الأشقياء من أهل الشر لم يرخصوا فى ذلك، فعلم أن إقامة الجمعة غير مشروطة عندهم بالإذن، ولعل لهذه الواقعة رجع المشايخ عن هذا الشرط فيما تعذر فيه الاستئذان من الإمام، وأفتوا بأنه إن تعذر الاستئذان من الإمام، فاجتمع الناس على رجل يصلى بهم الجمعة جاز، كذا فى "العالمكيرية" ناقلاعن "التهذيب" -انتهى-.

وفي "مجمع الفتاوي": غلب على المسلمين ولاة كفار، يجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضيًا بتراضي المسلمين، ويجب عليهم أن يلتمسوا واليًا مسلمًا -انتهى-.

وفى "الدر المختار": نصب الأمة الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر، أما مع عدمهم فيجوز للضرورة -انتهى- ولعلك تتفطن من هذه العبارات ونحوها أنه لا شك في وجوب الجمعة وصحة أداءها في بلاد الهند التي غلبت عليها النصاري، وجعلوا عليها ولاة كفارًا، وذلك باتفاق المسلمين وتراضيهم، ومن أفتى بسقوط الجمعة لفقد شرط السلطان فقد ضل وأضل هذا. (عمدة الرعاية لمولانا عبد الحيي نور الله مرقده)

(٣) قوله: "أو لمن أمره السلطان" بإقامة الجمعة ونحوها صراحة أو دلالة، فلا خفاء في أن من فوّض إليه أمر العامة في مصر له إقامتها، وإن لم يفوضها إليه السلطان صريحًا، كما في الخلاصة " وغيرها، والكلام فيه كالكلام في السلطان. (عمدة الرعاية وغيرها)

(۱) قوله: "ولا تصح بعده" وكذلك لا تصح قبل النزوال، لما روى أن النبى النبى المنابعث مصعب ابن عمير رضى الله عنه إلى المدينة قال له: "إذا زالت الشمس فصل بالناس الجمعة» ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها بعد الزوال، ومن جوّز قبل الزوال فقد أخطأ، فلم يثبت في حديث صحيح صريح مرفوع صلاة النبي على وأصحابه قبل الزوال، وقد أخرج البخارى رحمه الله في "صحيحه" عن أنس رضى الله عنه كان النبي على يصلى

ومن شَرَائِطَهَا: الْخُطَبَةُ قَبَلَ الصَلاة (''، يَخطُبُ الإَمَامُ خُطَبَتَينَ يَفصِلُ بَينَهُمَا بِقَعدَة ('')، ويَخطُبُ الإَمَامُ خُطَبَتَينَ يَفصِلُ بَينَهُمَا بِقَعدَة ('')، ويَخطُبُ قَائِمًا عَلَى الطَهَارَة ('')، فإنِ اقْتَصَرَ عَلى ذِكرِ اللهِ تَعالَى ('<sup>۱)</sup>، جَازَ (<sup>۱)</sup> عِندَ أَبِي حَنِيفَةً رَحِمَهُ اللهُ . وقَالا: لا بُدّ مِن ذِكرٍ طَوِيل يُسَمّى خُطَبَةً ('')، فإن خَطَبَ قَاعِدًا، أو عَلى

الجمعة حين تميل الشمس، وفي "صحيح مسلم عن سلمة: كنا نجمع مع رسول الله على إذا زالت الشمس، ثم نتبع الفيء. (الفتح وغيره)

(۱) قوله: "الخطبة [لأنه عليه السلام ما صلاها بدون الخطبة في عمره] قبل الصلاة [لا يجوز بعدها] كونها شرطًا لصحة الجمعة مما أجمع عليه جمهور الأمة، ويستأنس له بأن النبي على ما صلاها بدون الخطبة، ذكره البيهةي، وذكر عن الزهري قال: بلغنا أنه لا جمعة إلا بخطبة، ولو لم تكن شرطًا لتركه لبيان الجواز ولو مرة، ويشترط أن تكون بعد الزوال، فلو خطب قبله أعادها، وما روى الدارقطني أن النبي على وأبن المهمام والعيني، وكذا يشترط عنهما كانت خطبتهم قبل الزوال فسنده ضعيف لا يحتج به، كما ذكره الزيلعي وابن الهمام والعيني، وكذا يشترط كونها قبل الصلاة، لأن شرط الشيء لا يتأخر عنه، ولا يشترط كونها بالعربية، فلو خطب بالفارسية، أو بغيرها جاز، كذا قالوا، والمراد بالجواز هو الحواز في حق الصلاة، بمعنى أنه يكفي لأداء الشرطية، وتصح بهما الصلاة باللحواز بمعنى الإباحة المطلقة، فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السنة المتوارثة من النبي والصحابة رضى الله عنهم، فيكون مكروهًا تحريمًا، وكذا قراءة الأشعار الفارسية والهندية فيها، وقد فصلنا هذا المقام في رسالتنا «آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس» كذا في "عمدة الرعاية". ومن المستحب أن يرفع الخطيب صوته وأن يكون الجهر في الثانية دون الأولى، وذكر الخلفاء الراشدين مستحسن. (الفتح)

(٢) قوله: "يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة [به جرى التوارث]" لحديث جابر بن سمرة رضى الله عنهما أنه على الله عنهما أنه على على الله عنهما جلسة، ففيه دليل على أنه يجوز الاكتفاء بالخطبة وعلى أن الجلسة بينهما للاستراحة، لا للشرط، كذا في "فتح المعين".

ومقدار الخطبتين مقدار سورة من طوال المفصل، ومقدار ما يقرأ فيها من القرآن ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، وقراءة القرآن في الخطبة سنة عندنا، وقال الشافعي: واجبة، ومقدار الجلوس بينهما عند الطحاوي مقدار ما يحسن موضع جلوسه من المنبر، وفي ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات، كذا في الفتاوي. (الجوهرة)

(٣) قوله: "ويخطب قائمًا. . . إلخ " لأن القيام فيها متوارث، روى أن ابن مسعود سئل عن ذلك، فقال للمسائل: ألست تتلو قوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ واعتبار الطهارة لئلا يؤدى إلى الفصل بينهما وبين الصلاة. (الجوهرة)

- (٤) كالتسبيح والتحميد والتهليل.
- (٥) قوله: "جاز عند أبى حنيفة رحمه الله" لقوله تعالى: ﴿فَاسعَوا إلى ذِكِر اللهِ ﴾ ولم يفصل، وهذا إذا كان على قصد الخطبة، لكن لا يخلو الاختصار على هذا من الكراهة، كما في "الدر المختار" و "جامع الرموز"، لكونه خلاف السنة، فإن النبي على يخطب خطبتين ويجلس بينهما جلسة خفيفة، وكان يثنى على الله فيهما، ويعظ ويذكر ويبين الأحكام المناسبة، ويقرأ فيها آيات من القرآن، كما لا يخفى على من وقف على الصحاح السنة وغيرها، وأما إذا عطس فحمد الله أو سبح أو هلل متعجبًا من شيء، فإنه لا ينوب عن الخطبة إجماعًا. (الجوهرة وغيرها)
  - (٦) لأن الخطبة واجبة، والتسبيح والتحميد والتهليل لا يسمى خطبة.

غَيرِ طَهَارَةٍ جَازَ<sup>(۱)</sup> ويُكرَهُ، ومِن شَرَائِطِهَا: الجَمَاعَةُ<sup>(۱)</sup>، وأقلّهُم عِندَ أَبِي حَنيِفَةَ<sup>(۱)</sup> ثَلاثَةُ سوَى الإمَام (<sup>1)</sup>. وقالا: اثنَان (<sup>0)</sup> سوَى الإمَام ، ويَجهَرُ الإمَام بُقِرَاءَتِه فَى الرَكعَتَين <sup>(1)</sup>، وليس فيهمَا قسرَاءَةُ سُورَةٍ بعَينِهَا (<sup>0)</sup>، ولا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلى مُسَافِرٍ (<sup>0)</sup>، ولا امْرَأَةٍ، ولا مَريض، ولا صَبِى، ولا عَبْد، ولا أعمَى (<sup>0)</sup>، فإن حَضَرُوا وصَلّوا مَعَ النَّاسِ أَجزَأُهُم عَن فَرضِ الوَقْتِ (<sup>11)</sup>،

- (١) لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ. (ج)
- (٢) قوله: "الجماعة [لأن الجمعة مشتقة منها] وأقلهم . . إلخ "لأنه لا بدمن إمام، ومن خطيب، ومن سامع، ومن خطيب، ومن سامع، ومن مؤذن، وإن كان يمكن هذا من الواحد نظرًا، لكن لا يفعل كل واحد مع أن قوله تعالى: ﴿فَاسَعُوا إلى ذَكِر اللهِ ﴾ خطاب للجماعة، فيكون ثلاثة شرطًا سوى الإمام، ورجح الشارحون دليل قول الإمام قاله قاسم ابن قطلوبغا في تصحيح القدوري. (الفتح وغيره)
  - (٣) وفي نسخة: عند أبي حنيفة ومحمد: ثلاثة سوى الإمام، وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام.
- (٤) قوله: "ثلاثة سوى الإمام" والشرط فيهم أن يكونوا صالحين للإمامة، أما إذا كانوا لا يصلحون لها
   كالنساء والصبيان لا تصح الجمعة. (الجوهرة)
  - (٥) لأن للمثنى حكم الجماعة.
  - (٦) لجهره عليه السلام فيهما. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "وليس فيهما قراءة سورة بعينها" أى ليس قراءة السورة المعينة فيهما ضرورية فليقرأ أية سورة شاء لكن المسنون أولى، أى قراءة الجمعة في الأولى، والمنافقون في الثانية، أو ﴿سَبِّح اسْمَ رَبَّكَ﴾ في الأولى، و﴿هَلَ آتَاكَ﴾ في الأولى،
- (٨) قوله: "ولا تجب الجمعة [للحرج] على مسافر... إلخ" أما المسافر فلأنه يلحقه المشقة بأداءها، لأن المسافر يحتاج إلى دخول المصر والخروج، وبطول المكث لفراغ الإمام والقوم، فيتعطل عن السفر، فيلحقه الحرج، فسقطت عنه كالصوم، وأما المرأة فلأنها منهية عن الخروج، ومشغولة بخدمة الزوج، وأما المريض فلعجزه عن ذلك، وأما المريض فالأصح أنه إن بقى المريض ضائعًا بخروجه لم يجب عليه، وأما الصبى فلأنه ليست عليه مفروضة، وأما العبد لا تجب عليه، لأنه مشغول بخدمة مولاه، فإن أذن له مولاه وجبت عليه، وقال بعضهم: يخير، وهل تجب على المكاتب، قال بعضهم: نعم، وقال بعضهم: لا، والأصح الوجوب، وكذا معتق البعض في حال سعايته كالمكاتب، وأما المأذون فلا تجب عليه، كذا في الفتاوي قال عليه الصلاة والسلام: "أربعة لاجمعة عليهم المرأة والمملوك والمسافر والمريض». (الجوهرة وفاتح شرح القدوري)
- (٩) قوله: "ولا أعمى" ولو وجد قائداً عند أبى حنيفة، وعندهما إذا وجد قائداً وجبت عليه، لأنه قادر على المشى، وإنما لا يهتدى، ولأبى حنيفة أنه يشق عليه السعى، فأشبه الزمن. (الجوهرة)
- (١٠) قوله: "أجزأهم [لأنهم تحملوه، فصاروا كالمسافر إذا صام، يسقط عنه الفرض. (الجوهرة)] عن فرض الوقت" أى الذين لا جمعة عليهم إذا حضروا الجمعة، فذلك على ثلاثة أقسام: الأول: أنه ليس بأهل للوجوب كالصبى والمجنون، فصلاة الصبى نافلة، ولا صلاة للمجنون أصلا، والثانى: أنهم من أهل الوجوب كالمريض والمسافر وغيرهما يجزئهم، وسقط عنهم فرض الوقت، لأن امتناع الوجوب عليهم لم يكن لمعنى في

ويَجُوزُ للعَبد والْمُسَافر والْمَريض أن يَوْمّوا في الْجُمُعَة (١).

ومَن صَلِّى الظهرَ في مَنزِله يَومَ الْجُمُّعَة قَبلَ صَلاةِ الإمَام ولا عُذرَله كُرِهَ له ذَلكَ، وجَازَتْ صَلاتُه النَّهُ النَّهُ الظهر (٤) عند وجَازَتْ صَلاتُه النَّهُ النَّهُ الظهر (٤) عند

الصلاة، بل للحرج والضرر، فإذا تحملوا التحقوا في الأداء بغيرهم. الثالث: أنه يوجد في حقهم شرائط الوجوب لكن لا يوجد شرائط الأداء كالمصر وغيره، بأن كانت جماعة من الشافعين يصلون الجمعة في موضع اجتمع فيه أربعون من الأحرار، فإن اقتدى بهم حنفي لا يجزئه عن الظهر، لأن ما صلى ليس بجمعة في زعمه، فلا يسقط عنه الفرض الأصلى. (المستخلص والفتح)

(۱) قوله: أن يؤموا في الجمعة [لأن الإسقاط رخصة بهم، فإذا حضروا يقع فرضًا] وقال زفر: لا يجوز لهم الإمامة في الجمعة، لأنها غير واجبة عليهم كالصبى والمرأة، ولنا: أنهم أهل للإمامة، وإنما سقط عنهم الوجوب للرخصة، فإذا حضروا تقع فرضًا كالمسافر إذا صام بخلاف الصبى لأنه غير أهل، وبخلاف المرأة لأنها لاتصلح إمامًا للرجال، وإذا ثبت انعقاد الجمعة بائتمامهم اعتد بهم في عدد المؤتمين كالحر المقيم بالطريق الأولى. (الجوهرة وفتح المعين)

(٢) قوله: "كره [لأنه خالف الجماعة] له ذلك، وجازت صلاته" وقال زفر والثلاثة: لا يجزئه الظهر البعد فراغ الإمام من الجمعة، لأن من أصلهم أن الجمعة هي الفريضة أصلا، والظهر كالبدل، ولا يصار إلى البدل مع القدرة على الأصل. ولنا: أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة، وهذا هو الظاهر من الدليل، قال عليه الصلاة والسلام: "أول وقت الظهر حين تزول الشمس» ولم يفصل بين هذا اليوم وبين غيره، إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة، لأن مبنى التكليف على التمكن، وهو متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة، لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده، ولأنه إذا فات الوقت قضى الظهر دون الجمعة، فإذا ثبت عندنا أن أصل الفرض هو الظهر، وقد أداه في وقته أجزأه، وحاصله أن فرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف الظهر، وقد أمر بإسقاطه بالجمعة، فيكون بتركه مسيئًا، فيكره، والمراد بالكراهة الكراهة التحريمية، لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي هو آكد من الظهر. وقال محمد: لا أدرى ما أصل فرض الوقت في هذا اليوم، ولكن يسقط عنه الفرض بأداء الظهر أو الجمعة، يعني أن أصل الفرض أحدهما، لا بعينه، ويتعين بفعله، ثم اعلم أنه قيد بعدم العذر، لأن المخدور إذا صلى الظهر قبل الإمام لا كراهة اتفاقًا، وقيد بقبل صلاة الإمام لأنه لو صلى الظهر بعدها في منزله المحدور إذا صلى الظهر قبل الإمام لا كراهة اتفاقًا، وقيد بقبل صلاة الإمام لأنه لو صلى الظهر بعدها في منزله المكره اتفاقًا. (الفتح والعيني وغيره)

(٣) قوله: "فإن بداله [أى لمصلى الظهر قبل صلاة الإمام] أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلت صلاة الظهر . . . إلخ "فإن صلى الجمعة أجزأته وإن لم يصلها أعاد الظهر ، والعبد والمريض والمسافر وغيرهم سواء فى الظهر . . . إلخ "فإن صلى الجمعة أجزأته وإن لم يصلها أعاد الظهر ، والعبد والمريض والمسافر وغيرهم سواء فى الانتقاض بالسعى ، كذا فى "المصفى" ، وهذا إذا سعى إليها والإمام في الصلاة ، أو قبل أن يصله ، إلا أنه لا يرجو إدراكها إليها وقد صلاها الإمام لا يبطل ظهره ، وفى "النهاية" : إذا سعى قبل أن يصليها الإمام ، إلا أنه لا يرجو إدراكها لبعد المسافة لم يبطل ظهره ، وهو الصحيح ، ولو توجه إليها قبل أن يصليها الإمام ، ثم إن الإمام لم يصلها لعذر أو لغير عذر ، اختلفوا في بطلان ظهره ، والصحيح أنه لا يبطل ، كذا في "النهاية" ، ولو كان خروجه وفراغ الإمام معا ، لم يبطل ظهره ، ولو كان قد صلى الظهر بجماعة وتوجه إليها ، بطلت الظهر في حقه ، ولم يبطل في حقهم . (الجوهرة)

(٤) قوله: "بطلت صلاة الظهر" والتعبير بالفساد أولى، لأن البطلان هو الذي يفوت المعنى المطلوب من

أبى حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ بالسَعْي إلَيهَا.

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ: لا تَبطُلُ حَتَّى يَد خُلَ مَعَ الإَمَام (''، ويُكرَهُ أَن يُصلَّى الْمَعذُ ورُ الظهرَ بجَمَاعَة يومَ الجمعة ('') وكذَ لكَ أهلُ السِجن ('') ومَن أدرَكَ الإَمَّام يَومَ الْجُمُعَة صلّى معه ما أدرَك أَن وبَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَة (') وإن أدرَكه في التَشَهَّد، أو في سُجُودِ السَهُوبَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَة وأبي يُوسُفَ . وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن ّأدرَك مَعَه أكثرَ الرَكعَة الثَّانِيَة ('') بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَة ، وإن أدرَكَ مَعَه أقلَّهَا بَنَى عَلَيْهَا الظُهْرَ ('') وإذا خَرَجَ الرَّانِيَة (الثَّانِيَة ('') بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَة ، وإن أدرَكَ مَعَه أقلَّهَا بَنَى عَلَيْهَا الظُهْرَ ('') وإذا خَرَجَ

كل وجه، والفساد ما يفوت المعنى المطلوب من وجه دون وجه، والظهر ههنا لم تبطل من كل وجه، بل انقلب نفلا . (فتح المعين)

- (۱) قوله: "لا تبطل حتى يدخل مع الإمام" قيل: المراد من الدخول الشروع مع الإيرام في صلاة الجمعة، وقيل: المرادبه أن يتم مع الإمام، وهو الأصح، كذا في "شرح الرومي"، وقال في "الجوهرة": فيه إشارة إلى أن الائتمام ليس بشرط لارتفاض الظهر عندهما، قال في الفتاوى الرستاني: إذا سعى يوم الجمعة إلى المصر يريد إقامة الجمعة، وإقامة حوائجه، ومعظم مقصوده إقامة الجمعة، ينال ثواب السعى إليها، وإن كان معظم قصده إقامة حوائجه لا ينال ثواب السعى إلى الجمعة.
- (٢) قوله: "ويكره أن يصلى المعذور الظهر بجماعة يوم الجمعة "لأنها تفضى إلى تقليل جماعة الجمعة، لأنه ربما يتطرق غير المعذور للاقتداء بالمعذور، ولأن فيه صورة معارضة للجمعة بإقامة غيرها، وهذا الحكم في المصر بخلاف القرية فإنه ليس فيها جمعة، فلا تفضى إلى التقليل، ولا إلى المعارضة. (الفتح ومسكين)
- (٣) قوله: "وكذلك أهل السجن" قال التمرتاشى: مريض صلى الظهر في منزله يوم الجمعة بأذان وإقامة، قال محمد بن حسن رحمه الله: هو حسن، وكذا جماعة المرضى، بخلاف أهل السجن فإنهم لا يباح لهم ذلك، لأن المرضى عاجزون، بخلاف المسجونين، لأنهم كانوا ظلمة قدروا على إرضاء الخصوم، وإن كانوا مظلومين أمكنهم الاستغاثة، وكان عليهم حضور الجماعة، كذا في "الجوهرة"، لكن أصحاب المتون جعلوا حكم المسجون والمغذور سواء.
  - (٤) لقوله عليه السلام: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا».
- (٥) قوله: "وبني عليها الجمعة" ولا يصلى الظهر لإطلاق حديث: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم.
  - (٦) بأن أدركه قبل الركوع، أو في الركوع.
- (٧) قوله: "وإن أدرك معه أقلها بنى عليها الظهر" لأنه جمعة من وجه، وظهر من وجه، لفوات بعض
   الشروط فى حقه، فيصلى أربعًا اعتبارًا للظهر، ويقعد على رأس الركعتين لا محالة، اعتبارًا للجمعة، ولقوله
   عليه الصلاة والسلام: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك ومن أدرك دونها صلى أربعًا». (الفاتح والعينى)

## الإمامُيومَ الْجُمُعَةِ تَرَكَ النَاسُ (١) الصَلاة (٢) والكَلام (٣) حَتَّى يَفرُغَ مِن خُطبَتِه (١) . وقالا:

(۱) قوله: "ترك الناس الصلاة والكلام" وكذا القراءة عند أبى حنيفة لقوله عليه السلام: "إذا خرج الإمام يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام" من غير فصل، ومعنى خرج إذا صعد على المنبر، وقالا: لا بأس بالكلام إذا خرج قبل أن يخطب، وإذا نزل قبل أن يكبر للإحرام، لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع، ولا استماع في هاتين الجالتين، خلاف الصلاة لأنها قد تمتد، ولأبى حنيفة أن الكلام أيضًا قد يمتد فأشبه الصلاة، والمراد مطلق الكلام، سواء كان كلام الناس أو التسبيح، أو تشميت العاطس، أو رد السلام، وهذا قبل الخطبة، أما فيها فلا يجوز أصلا، وفي "العيون": المراد به إجابة المؤذن، أما غيره من الكلام فيكره بالإجماع، لقوله عليه السلام: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت".

وروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لصاحبه والإمام يخطب: متى تخرج القافلة؟ فقال له صاحبه: أنصت، فلما فرغ، قال للذى قال أنصت: أمّا أنت فلا صلاة لك، وأما صاحبك فحمار، وعند الشافعى: يأتى فيها بالسنة وتحية المسجد ورد السلام، لحديث جابر بن عبد الله قال: بينما النبى ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل، فقال النبى ﷺ: أصليت؟ قال: لا، قال: فقم فاركع ركعتين. الحديث.

ولنا ما روينا، وأخرج ابن أبى شيبة فى "مصنفه" عن على وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، وقول الصحابي حجة، فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنة، وأخرج الستة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ: "إذا قلت لصاحبك أنصت، الحديث.

وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد، لأنه منع من الأمر بالمعروف، وهو أعلى من السنة وتحية المسجد، فمنعه منهما أولى. فإن قيل: العبارة مقدمة على الدلالة عند المعارضة، وقد ثبت، وهو ما روى: جاء رجل والنبي على يخطب، فقال: أصليت؟ الحديث، فالجواب أن المعارضة غير لازمة، لجواز كونه قطع الخطبة حتى فرغ وهو كذلك، رواه الدارقطني في سننه من حديث عبيد بن محمد العبدى: ثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله على يخطب، فقال له النبي على: قم فاركع ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته، ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل ثنا معتمر عن أبيه قال: جاء رجل. . . الحديث.

وفيه شم أنتظر حتى صلى قال: وهذا المرسل هو الصواب، ونحن نقول: المرسل حجة، فيجب اعتقاد مقتضاه علينا، ولم يعارضه غيره، فإن غيره ساكت عن أنه أمسك عن الخطبة أولا، وزيادة الثقة مقبولة. وقال النووى ومالك والليث والثورى وجمهور السلف من الصحابة والتابعين منهم إمامنا أبو حنيفة: لا يصليها وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات. (الجوهرة وفتح المعين وغيرهما)

(۲) قوله: "الصلاة [أى التطوع وأما الفائتة فيجوز]" ولو كان سنة أو نفلا كتحية المسجد، يدل عليه قول الزهرى: خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام، أخرجه مالك في "الموطأ"، وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن على وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، وأخرج عن عروة قال: إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة. وأخرج إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن السائب: كنا نصلي في زمن عمر يوم الجمعة، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة، وكنا نتحدث ويحدثوننا، وربا يسأل الرجل الذي يليه عن سوقه ومعاشه، فإذ سكت المؤذن خطب ولم يتكلم أحد حتى يفرغ من خطبته.

· مما يدل على حرمة الكلام ولو أمرا بالمعروف حال الخطبة قوله ﷺ: «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام

### لاَبَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ ما لَم يَبِدَأُ بِالْخُطَبَة (١) . وإذا أذَّنَ الْمُؤذَّنُونَ يَومَ الْجُمُعَةِ الأذَانَ الأوَّلَ (١)

يخطب فقد لغوت اخرجه الأثمة الستة، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ القُرآنُ فَاستَمعُوا لَه وَأنصتُوا ﴾ على بعض التفاسير، كما بسطناه في "إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام" فعند ابن مردويه والبيهتي عن ابن عباس رضى الله عنه أنها نزلت في رفع الأصوات خلف رسول الله على في الصلاة وفي الخطبة يوم الجمعة وفي العيدين، فنهاهم عن الكلام في الصلاة وفي الخطبة، لأنها صلاة، وقال: فمن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا صلاة له. وعن مجاهد هذا في الصلاة والخطبة، أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر وغيرهم، وعنه أنه قال: وجب الإنصات في اثنين في الصلاة والإمام يقرأ، وفي الجمعة والإمام يخطب، وفي "سنن ابن ماجه" و"مسند أحمد" و"صحيح ابن حبان" و"سنن البيهقي": أن صحابياً تكلم حال خطبة النبي على فرده صحابي آخر بعد الصلاة، وقال: ليس من صلاتك إلا ما لغوت، وصوبه رسول الله على، وبهذا يثبت حرمة الصلاة أيضاً، لأن الإخلال بالاستماع الخطبة، وأن كل ما يشغله عنه بمنوع قولا أو فعلا، وبهذا يثبت حرمة الصلاة أيضاً، لأن الإخلال بالاستماع فيها أكثر، نعم يشكل على هذا قوله على: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فايركع ركعتين وليتجوز فيهما، فإنه دال على الرخصة بهذا المقدار، وأصحابنا أجابوا عن هذا وعملوا بالأخبار الموجبة لاستماع الخطبة الدالة على وجوب الإنصات احتياطاً. (عمدة الرعاية وغيرها)

- (٣) قوله: "والكلام" الفرق بين الكلام والصلاة أن الصلاة بمنع منها عند صعود الإمام على المنبر مطلقًا نفلا كان أو سنة، أو غير ذلك، إلا فائتة الصبح لمن وجب عليه الترتيب، وأما الكلام فإنما يكره منه قبل شروع الخطبة الدنيوي لا الديني، كالأذكار والتسبيح، وبعد الشروع فيها يكره مطلقًا، هذا هو الأصح، كما في "النهاية" وغيرها، فلا تكره إجابة الأذان الذي يؤذن بين يدى الخطيب، وقد ثبت ذلك من فعل معاوية رضى الله عنه في "صحيح البخاري"، ولا دعاء الوسيلة المأثور بعد ذلك الأذان، هذا عند أبي حنيفة، ثم كما يكره الكلام يكره الأكل والشرب والعبث والالتفات والتخطى وغيرها مما يمنع في الصلاة، وإنما خص الكلام بالذكر لكونه أكثر وقوعًا، كذا في "جامع الرموز". (عمدة الرعاية لمولانا محمد عبد الحي نور الله مرقده)
- (٤) قوله: "حتى يفرغ من خطبته" فيه إشارة إلى اتحاد إمام الصلاة والخطيب، وهذا هو الأولى، فلوصلى غير الخطيب جاز، كما في "الكافي" وغيره. (عمدة الرعاية)
- (۱) قوله: "ما لم يبدأ بالخطبة" لأن الكراهة للاختلال بفرض الاستماع، ولا استماع ههنا بخلاف الصلاة، لأنها قد تمتد إلى حالة الخطبة، لأبى حنيفة ما روينا من قبل، ولأن الكلام أيضاً قد يمتد طبعًا، فأشبه الصلاة، فما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. (المستخلص وغيره)
- (٢) قوله: "وإذا أذن المؤذنون. . . إلخ" حاصله أنه يجب المشى إلى الجمعة وترك البيع وغيره من أشغال الدنيا المعوقة عن السعى من الأذان الأول للجمعة لنص قوله تعالى: ﴿وَإِذَا نُودِيَ لِلصّلاةِ مِن يَومِ الْجُمُعَةِ فَاسعَوا إلى ذكر الله وَذَرُوا البَيعَ﴾. فإن قلت: قد ثبت في كتب الصحاح وغيرها أنه لم يكن في عهد النبي عَلَيُ وأبي بكر

تَرَكَ النَاسُ البَيعَ والشِرَاءَ (١)، وتَوَجَّهُوا إلَى الْجُمُعَةِ، فَإِذَا صَعِدَ الإِمَامُ الْمِنبَرَ جَلَسَ، وأذّنَ الْمُؤذّنُونَ بَينَ يَدَى الْمِنبَرِ (٢)، ثُمَّ يَخطُبُ الإِمَامُ (٣)، وإِذَا فَرَغَ مِن خُطبَتِه أَقَامُوا الصَلاةَ (٤).

وعمر رضى الله عنهما إلا أذان واحد، وهو الأذان الثانى الذى يؤذن به عند بدء الخطبة، فلما كان زمان عثمان ابن عفان رضى الله عنه وكثر الناس زاد الأذان الأول، وأخذت به الأمة من غير نكير وصار مجمعًا عليه، فالنداء للجمعة عند نزول الآية لم يكن إلا الثانى، فيلزم السعى، وترك البيع عنده لا قبله.

قلت: ليس في القرآن ذكر الأذان الأول ولا الثاني، وإنما فيه ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصّلاةِ مِن يَومِ الْجُمُعَةِ﴾، وكان ذلك صادقًا في ذلك العهمد على الأذان الثاني فقط، فإذا زيد الأذان الأول، دخل ذلك تحت الآية، فيترتب عليه حكمه لا محالة، كذا في "عمدة الرعاية".

قوله: "أذن المؤذنون" إذا اتسع المسجد، وكثر الجماعات بحيث إن صوّت المؤذن وحده لا يبلغ جميعهم، واحتيج إلى اجتماع المؤذنين في الأذان، ولا يجتمعون، بل يؤذنون واحدًا بعد واحد، بأن يجعل كل مؤذن في ناحية من نواحي المسجد. (فتح المعين)

(١) قوله: "ترك الناس البيع والشراء" لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصّلاةِ مِن يوم الْجُمُعَةِ فَاسعَوا إلى ذكر الله وَذَرُوا البَيعَ ﴾ قدم ذكر البيع على الشراء لأن الإيجاب مقدم على القبول، والمراد من البيع والشراء ما يشغلهم عن السعى حتى إنه إذا اشتغل بعمل آخر سواه يكره أيضًا، والمراد من الكراهة تحريمًا، ولا يكره البيع والشراء في حالة السعى إذا لم يشغله. (الجوهرة وغيرها)

(۲) قوله: "وأذن المؤذنون بين يدى المنبر" ففي سنن أبي داود بسنده عن السائب بن يزيد رضى الله عنه أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي و أبى بكر وعمر رضى الله عنهم، فلما كان خلافة عثمان رضى الله عنه وكثر الناس أمر بالأذان الثالث، وأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك، والمراد بالأذان الثالث هو الأول، وجعله ثالثًا بإطلاق الأذان على الإقامة أيضًا، والزوراء اسم سوق بالمدينة المنورة على صاحبها ألف صلاة وسلام، وبسند آخر عنه كان يؤذن بين يدى رسول الله والمستجد وأبى بكر وعمر. وفي "كتاب المدخل" لابن الحاج محمد المالكي: السنة في أذان الجمعة إذا على باب المسجد وأبى بكر وعمر. وفي "كتاب المدخل" لابن الحاج محمد المالكي: السنة في أذان الجمعة إذا صعد الإمام على المنبر أن يكون المؤذن على المنار، كذلك كان في عهد النبي في وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما، على المنبر إذ ذاك، ثم لما تولى هشام بن عبد الملك أخذ الأذان الذي فعله عثمان رضى الله عنه وجعله على المنار، وكان المؤذن واحدًا يؤذن بعد الزوال، ثم نقل الأذان الذي كان على المنار حين صعود الإمام على المنبر على عهد النبي في وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما وصدرًا من خلافة عثمان رضى الله عنه بين يديه وكانوا يؤذنون ثلاثة، النبي في وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما وصدرًا من خلافة عثمان رضى الله عنه بين يديه وكانوا يؤذنون ثلاثة، فجعلهم يؤذنون جماعة –انتهى – (عمدة الرعاية)

(٣) قوله: "ثم يخطب الإمام" متوكئًا على عصى أو قوس، كما ثبت عن النبي ﷺ في سنن أبي داود،

### بابُ صَلاةِ العيدينِ<sup>(۱)</sup> يُستَحَب يومَ الفِطرِ أَن يَطعَمَ الإِنسَانُ شَيئًا قَبلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلِّى (٢)، ويَغتَسِلُ<sup>(٣)</sup>

وهذا نص على أنه لم يكن يضع في حال الخطبتين إحدى يديه على الآخر، كوضع الصلاة، كما جرت به عادة كثير من خطباء زماننا، والأولى فيه أنه إن لم يتوكأ على شيء أن يرسل يديه إرسالا، فإن وضع إحدى يديه على الأخرى استراحة لا بأس به، كما في إحياء العلوم للغزالى، والسنة أن يستقبل السامعون الخطيب بوجوههم سواء كانوا أمامه أو يمينه أو يساره، لكن الرسم الآن أنهم يستقبلون القبلة ويؤمرون بتركه ما يلحقهم من الحرج بتسوية الصفوف بعد الخطبة على ما قال السرخسى، وهذا حسن، كما في "المحيط"، ويخيرون بين الجلوس محتبيًا أو مربعًا أو غير ذلك، مما تيسر لهم، كذا في المضمرات. (عمدة الرعاية)

(٤) قوله: "وإذا فرغ من خطبته أقاموا الصلاة" لأنه يتوجه عليهم فعل الصلاة، ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب، لأن القصر للخطبة، فلا يقيمهما اثنان. (العيني والجوهرة)

(۱) قوله: "باب صلاة العيدين" المناسبة بين البابين أن الجمعة عيد لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن لكل مؤمن في كل شهر أربعة أعياد أو خمسة"، أو لاشتراكهما في الشروط المتقدمة سوى الخطبة، أو لأنهما يؤديان بجمع عظيم نهارًا ويجهر فيهما بالقراءة، أو لوجوبها على من تجب عليه الجمعة، وقدمت الجمعة للفرضية أو لكثرة وقوعها أو لثبوتها بالكتاب، واختلفوا فيها، فقيل: سنة مؤكدة، وقيل: إنها واجبة، لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهُ عَلَى مَا هَدَاكُم﴾، والمراد به صلاة عيد الفطر في تأويل، ولقوله تعالى: ﴿فَصَل لِربّك وَانحر ﴾ المراد به صلاة عيد الأضحى، وقد واظب عليها عليه الصلاة والسلام من غير ترك، وهو دليل الوجوب، وهذا رواية الحسن من الإمام، وهو الصحيح، وهو المختار عند الجمهور.

وذكر في "الجامع الصغير": عيدان إذا اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة والثاني فريضة، ولا يترك واحد منهما، ووجه سنيتهما قوله عليه السلام في حديث الأعرابي عقيب سؤاله: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع، والأول أصح، وتسميتها بالسنة للوجوب بالسنة. وأصل العيد عود، قلبت الواوياء لسكونها وانكسار ما قبلها، وسمى العيد عيداً لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى العباد، وقيل: لأن السرور يعود بعوده، وقيل: لأن الناس يعودون فيه إلى الأكل مرارا، وقيل: يعود كل سنة، ويجمع على أعياد، ليفرق عن أعواد جمع عود، آلة اللهو، والعود بمعنى الخشبة يجمع على عيدان، وصلاة العيدين وغيرها كتكبير التشريق شرعت في السنة الأولى من الهجرة، كما رواه أبو داود مسنداً إلى أنس رضى الله تعالى عنه قال: "قدم النبي النشرية ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبداكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر". (الفتح والمستخلص وغيرهما)

(٢) قوله: "يطعم . . . إلخ "يطعم - بفتح الياء والعين - أى يأكل قبل الخروج إلى المصلى تميرات ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، أو أقل أو أكثر ، بعد أن يكون وترًا، والأشياء من أى حلو كان ، بذلك وردت الآثار ، روى أنه يحسًا ، أو سبعًا ، في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ، وما يفعله الناس في زماننا من جمع التمر مع اللبن ، والفطر عليه ، فليس له أصل في السنة ، وينبغي أن لا يعدل عن التمر إلى غيره عند وجوده ، لأنه المأثور كما روى أنه عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تميرات وترًا ، وكان يغتسل في العيدين ، لأنه يوم اجتماع ، في الغسل والتطيب ، كما في الجمعة . (الفتح والعيني والجوهرة)

ويَتَطَيَّبُ (()، ويَلَبَسُ أحسَنَ ثِيَابِه (()، ويَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلِّى (()، ولا يُكَبِّرُ في طَرِيقِ الْمُصلِّى (() عِندَ أَبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، ويُكَبِّرُ (() عِندَ هُمَا (())، ولا يَتَنفَّلُ في الْمُصلِّ قَبلَ صَلاةً العَيد (())، فإذَا خَلّتِ الصَلاةُ (() بارتِفَاعِ الشَمسِ، دَخلَ وَقتُهَا إِلَى الزَوَالِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَمسُ

- (٣) قوله: "ويغتسل" الأصح أنه سنة، وسماه مستحبًا لاشتمال السنة عليه. (الفتح)
  - (١) الأصح أن الطيب سنة.
- (٢) قوله: "ويلبس أحسن . . . إلخ" لأن النبي ﷺ كان له جبة من صوف يلبسها في الأعياد، وروى البيهقي عن محمد الباقر عن جابر رفعه: كان له عليه السلام بُرد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة، والثياب أعم أن يكون جديدًا أو غسيلا .
- (٣) قوله: "ويتوجه إلى المصلى [وهو الموضع الذي يجتمع فيه الناس مع الإمام لصلاة العيد]" أي المستحب أن يتوجه ماشيًا، لأن النبي ﷺ ما ركب في عيد ولا جنازة، ولا بأس بأن يركب في الرجوع، لأنه غير قاصد إلى قربة، والخروج إلى الصلى لصلاة العيد سنة، وإن كان يسعهم المسجد الجامع عند عامة المشايخ، وهو الصحيح، ولا بأس بإخراج المنبر إليها، واختلف في كراهة بنائه فيها، فقيل: يكره، وقيل: لا، وعن الإمام لا بأس به. (الفتح والجوهرة)
- (٤) قوله: "ولا يكبر [جهرًا لأن الأصل في الثناء الإخفاء، ولا يقاس على الأضحى؛ لأنه ورد فيه الشرع بالجهر] في طريق المصلى "عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أي جهرًا، لأن التكبير خير موضوع لا خلاف في جوازه بصفة الإخفاء، وإليه ذهب الإمام، لقوله تعالى: ﴿وَاذكُر رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخيِفَةٌ وَدُونَ الْجَهرِ وقال عليه الصلاة والسلام: "خير الذكر الخفي"، ولأن الأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خصه الشرع في يوم الأضحى، وقالا: يكبر جهرًا لما روى أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يرفع صوته بالتكبير، وهو مروى عن على رضى الله عنه، وقيل: الخلاف في أصل التكبير، فعنده لا يكبر وعندهما: يكبر.
- (٥) قال في الصحيح: قال الإسبيجابي في "زاد الفقهاء" والعلامة في "التحفة": الصحيح قول أبي حنيفة، قلت: وهو المعتمد عند النسفي وبرهان الشريعة وصدرها -انتهي-. (اللباب للميداني)
  - (٦) جهرًا قياسًا على الأضحى.
- (٧) قوله: "ولا يتنفل في المصلى [ولا في البيت] قبل صلاة العيد [أما بعدها فيجوز في البيت، لا في المصلى]" لما قال ابن عباس رضى الله عنهما: إن رسول الله على صلى يوم الفطر ركعتين، ولم يصل قبلها ولا بعدها، يعنى ليس قبلها سنة، ولا بعدها، كذا في "المصابيح". والمعنى أنه ليس بمسنون لا أنه يكره، وأشار الشيخ إلى أنه لا بأس به في البيت، لأنه قيد بالمصلى، ويروى أن عليًا رضى الله عنه رأى قومًا يصلون قبلها في الجبانة، فقال: إنا صلينا مع النبي على هذا الصلاة، فلم يتنفل قبلها، فقال واحد منهم: أنا أعلم أن الله تعالى لا يعذبني على الصلاة، فقال على رضى الله عنه: وأنا أعلم أن الله تعالى لا يثيبك على مخالفة الرسول على . وفي الكرخي روى أن عليًا رضى الله عنه خرج إلى المصلى فرأى قومًا يصلون، فقال: ما هذه الصلاة التي لم نكن نعرفها على عهد رسول الله على أفلا تنهاهم، فقال: إنى أكره أن أكون الذي ينهى عبدًا إذا صلى، ولكنا نخبرهم بما رأينا أن رسول الله على كان لا يصلى قبلها ولا بعدها، ولأن صلاة العيد لم يجعل لها أذان ولا إقامة، فإن بدأ بالنافلة ثم رجاز أن يدخل الإمام في العيد، فأما أن يقطع النافلة أو يترك بعض صلاة العيد، وهذا لا يجوز. (الجوهرة والفاتح) جاز أن يدخل الإمام في العيد، فأما أن يقطع النافلة أو يترك بعض صلاة العيد، وهذا لا يجوز. (الجوهرة والفاتح)

# خَرَجَ وَقَتُهَا، ويُصَلّى الإمامُ بالنّاسِ رَكْعَتَين (١) يُكَبّرُ في الأولى تَكبِيرَةَ الإحرَام (٢) وثَلاثًا بَعدَ هَا (٣) ثُمّ يَعرَ هَا ويُصلّى الإمامُ بالنّابِ وسُورَةً مَعَها (١) ثُمّ يُكبّرُ تَكبيرَةً (٥) يَركَعُ بها (١) ثُمّ يَبتَدِئُ في

(٨) قوله: "فإذا حلت الصلاة" أى حل وقتها من الحلول، وفي "النهاية" من الحل، لأن الصلاة قبل ارتفاع الشمس كانت حرمًا، وقوله: إلى الزوال، أى قبل نصف النهار، لأن النبي كَ كن يصلى العبد والشمس على قيد رمح، أى قدر رمح، أو رمحين، وخروج الوقت في أثناء الصلاة يفسدها، كالجمعة، وقوله: فإذا زالت الشمس خرج. . . إلخ " لما روى أنهم لما أشهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلى من الغد، ولو جاز الأداء بعد الزوال لم يكن للتأخير معنى . (الجوهرة والفتح وغيره)

(١) قوله: "ويصلى الإمام. . . إلخ" وعبارة الكنز نص على المقصود، أي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم . . . إلخ، لأنه قال: ويصلى ركعتين مثنيًا قبل الزوائد.

(٢) قوله: "تكبيرة الإحرام [يكبر ثم يستفتح]" إنما خصها بالذكر مع أنه معلوم لأنه لا بد منها، لأن مراعاة لفظ التكبير في العيد واجب، حتى لو قال: الله أجل، أو أعظم، ساهيًا وجب عليه سجود السهو. (الجوهرة)

(٣) قوله: "وثلاثًا بعدها [ويسكت بين كل تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات]" لما في آثار الطحاوي عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه سئل عن كيفية صلاة العبد، فقال: يفتتحها بتكبيرة، ثم يكبر بعدها ثلاثًا، ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرة يركع بها -انتهى- والمستحب أن يقف يكبر تكبيرة يركع بها -انتهى- والمستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد مقدار ثلاث تسبيحات، ويأتي بالاستفتاح عقيب تكبيرة الإحرام قبل التكبيرات، وكذا التعوذ عند أبي يوسف، وعند محمد يتعوذ بعد التكبيرات قبل القراءة. (الجوهرة وفتح المعين)

(٤) قوله: "وسورة معها" يعنى أي سورة شاء، وروى أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها: سبح اسم ربك،
 والغاشية وروى ق، واقتربت الساعة. (الجوهرة)

(٥) قوله: "نم يكبر تكبيرة يركع بها" اعلم أن تكبيرتي الركوع في صلاة العيد من الواجبات حتى يجب السهو بتركها ساهيًا، ولو انتهى رجل إلى الإمام في الركوع في العيد، فإنه يكبر للافتتاح قائمًا، فإن أمكنه أن يأتي بالتكبيرات ويدرك الركوع فعل، ويكبر على رأى نفسه، وإن لم يمكنه ركع، واشتغل بتسبيحات الركوع عند أبي يوسف وعندهما يشتغل بالتكبيرات، فإذا قلنا: يكبر في الركوع هل يرفع يديه؟ قال الخجندي: لا يرفع، وقيل: يرفع، ولو رفع الإمام رأسه بعد ما أدى بعض التكبيرات، فإنه يرفع رأسه، ويتابع الإمام، وتسقط عنه باقي التكبيرات، لأن متابعة الإمام واجبة. (الجوهرة)

(٦) قوله: "يركع . . . اهـ" وهذا قول عبد الله بن مسعود، كما أخرجه عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن علقمة والأسود أن ابن مسعود كان يكبر فى العيدين تسعًا، أربعًا قبل القراءة -أى مع تكبيرة الإحرام- ثم يكبر فيركع ، وفى الثانية يقرأ، فإذا فرغ كبّر أربعًا -أى مع تكبيرة الركوع- .

وروى عنه بإسناد صحيح أنه كان جالسًا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعرى، فسألهم سعيد بن العاص عن تكبيرات العيدين، فقال حذيفة: سل أبا موسى، فسأله، فقال: سل أبا مسعود فإنه أعلمنا وأقدم منا، فسأله فقال: يكبر أربعًا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع، ثم يقوم فى الثانية، ويقرأ ثم يكبر أربعًا، وروى عن محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى عن عبد الله بن مسعود، وكان قاعدًا فى مسجد الكوفة ومعه حذيفة ابن اليمان وأبو موسى الأشعرى، فخرج عليهم الوليد بن عقبة ابن أبى معيط وهو أمير الكوفة يومئذ، فقال: إن غدا عيدكم فكيف أصنع؟ فقالا: أخبره يا أبا عبد الرحمن! فأمره عبد الله بن مسعود أن

الركْعَة الثَّانِية بِالقرَاءَة، فإذَا فَرَعَ من القرَاءَة كَبَّر ثَلاثَ تَكبِيرَات، وكبَّر تَكبِيرة رَّابِعة يركع بها، ويَرفَعُ يَدَ يَه (() في تَكبِيرَات العيدين (()) ثُم يخطُب بُعدَ الصَلاة خُطبَتين (() يُعلَّمُ النَّاسَ فيها صَدَقَةَ الفِطرِ وأحكامَها (أ) ، ومَن فَاتَتْهُ صَلاة العيد (() مَعَ الإمام (() لَم يَقضها، فإن غُم الهِلالُ عَن النَّاسِ، وشَهِدُ واعندَ الإمام برُؤيَة الهلال بعد الزوال، صلّى العيد مِن الغد (()) يصلى بغير أذان ولا إقامة ، وأن يكبر في الأولى خمسًا ، وفي الثانية أربعًا ، وأن يوالي بين القراءتين ، وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته ، وبه أخذ أصحابنا .

فإن قيل: روى عن أبى هريرة وابن عباس بخلافه، وهو أن يكبر فى الأولى سبعًا ما خلا تكبيرة الإحرام، وفى الثانية خمسًا ما خلا تكبيرة الركوع - وبه قال مالك والشافعي - وهذا يعارض ما روى عن ابن مسعود آنفًا، قلنا: إنما الترجيح لقول ابن مسعود لأنه بدرى، وأبو هريرة ليس ببدرى، وهو فقيه جليل الشأن، وأبو هريرة ليس بفقيه، وما روى عن ابن عباس فى "مصنف ابن أبى شيبة": أنه كبّر فى العيدين سبعًا فى الأولى، وستّا فى الثانية، وفى رواية سبعًا فى الأولى و خمسًا فى الثانية يعارضه ما روى عنه وهو أن ابن عباس صلى يوم العيد وكبر تسع تكبيرات، خمسًا فى الأولى وأربعًا فى الثانية، ووالى بين القراءتين، فبقى أثر ابن مسعود سالمًا عن المعارضة.

- (١) لقوله عليه السلام: «لا ترفع الأيدى إلا في سبع مواطن»، وذكر منها تكبيرات العيدين. (ع)
  - (٢) يريد به ما سوى تكبيرة الركوع.
- (٣) قوله: "ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين" لأنه عليه الصلاة والسلام خطب بعد الصلاة خطبتين، بخلاف الجمعة حيث يخطب لها قبل الصلاة، لأن الخطبة فيها شرط، وشرط الشيء يسبقه، وفي العيذ ليست بشرط، وبعد الصلاة بيان الأفضلية حتى لو قدمت على الصلاة جاز، ولا تعاد الخطبة بل التقديم خلاف الأولى. (فتح المعين)
- (٤) قوله: "أحكامها... إلخ" وهي خمسة: على من تجب؟ ولمن تجب؟ ومتى تجب؟ وكم تجب؟ وعما تجب؟ وعما تجب؟ وعما تجب؟ أما على من تجب فعلى الحر المسلم المالك للنصاب، فيؤدى عن نفسه وعمن يجب عليه مؤنه، وأما لمن تجب فللفقراء والمساكين، وأما متى تجب فبطلوع الفجر من يوم الفطر، وأما كم تجب فنصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، وأما مما تجب فمن أربعة أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وما سوى هذه الأشياء فلا يجوز إلا بالقيمة، فإن قلت: إذا ندب أداءها قبل الخروج، فلا فائدة لهذا التعليم.

قلنا: يمكن أن تظهر في حق من يأتي بها في العام القابل، أو في حق من لم يؤدها قبل الصلاة، وينبغي تعليمهم في الجمعة التي قبلها ليخرجوها في محلها. (الجوهرة وفتح المعين)

- (٥) قوله: "ومن فاتته صلاة العيد. . . إلخ" بأن صلاها الإمام مع الجماعة، ولم يصلها هو لا يقضيها في الوقت، ولا بعده، لأنها شرعت بشرائط لا تتم بالمنفرد. (العيني)
- (٦) قوله: "مع الإمام" كلمة "مع" متعلقة بصلاة لا بفائتة، أي فاتت عنه الصلاة بالجماعة، وليس معناه فاتت عنه وعن الإمام، بل المعنى صلى الإمام العيد وفاتت هي، وعلى هذا فإنه لا يقضى. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "صلى العيد من الغد" والتقييد بالهلال ليس بشرط، بل لو حصل عذر مانع كالمطر وشببه، فإنه يصليها من الغد، لأنه تأخر للعذر، ولم تقض بعد الغد، لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا أنا تركناه بالحديث، هو حديث شهادة رؤية الهلال بعد الزوال. (الجوهرة والعيني)

فَإِن حَدَثَ عَذرٌ مَنَع الناسَ من الصكارة في اليّوم الثّانِي لَم يُصَلَّهَا بَعدَه (١).

ويَستَحِبّ في يَومِ الأضحَى أَن يَغتَسلَ ويَتَطيّبُ (١)، ويُؤخّرَ الأكْلَ حَتّى يَفرُغَ مِنَ الصَلاةِ (١)، ويَتَوَجّهُ إلَى الْمَصَلّى وهُو يُكَبّرُ (١)، ويُصلّى الأضحَى رَكْعَتَينِ كَصَلاةِ الفِطْرِ، ويَحطُبُ بَعدَ هَا خُطبَتَينِ يُعلِّمُ النَاسَ فِيهَا الأضحِيّةَ وتَكبِيرَاتِ التَشرِيقِ (٥).

فإن حَدَثَ عُذرٌ مَنَعَ النَاسَ مِنَ الصَلاةِ يَومَ الأضحَى صَلاهَا مِنَ الغَدِ وبَعْدَ الغَدِ، ولا يُصَلّيهَا بَعدَ ذَلكَ (٢) و تَكبيرُ التَشريق أوّلُه عَقِيبَ صَلاةِ الفَجْرِ مِن يَوم عَرَفَةَ (٧) و آخِرُه

<sup>(</sup>١) قوله: "لم يصلها بعده" وإن تركها في اليوم الأول بغير عذر حتى زالت الشمس، لم يصلها في الغد، كذا في الكرخي. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٢) لما ذكرنا.

<sup>(</sup>٣) قوله: "ويؤخر الأكل. . . إلخ" لأنه عليه السلام كان لا يطعم يوم النحر حتى يرجع فيأكل من الأضحية، ولأن الناس في ضيافة الله تعالى، فالأكل من مائدة الضيافة أولى، وهذا في حق من يضحى ليأكل عن أضحيته أولا، أما في حق غيره فلا بأس أن يأكل قبلها، ولا يكره في حق من يضحى أيضًا. (العيني والمستخلص)

<sup>(</sup>٤) قوله: "ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر" أى يكبر فى طريق المصلى جهرًا فى الأضحى، لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا الله فِي أَيّامٍ معدُودَاتٍ ﴾، والمراد به التكبير فى هذه الأيام مطلقًا، ولما روى أن النبى عَيَّةُ كان يكبر فى طريق المصلى جهرًا فى يوم الأضحى، ثم يقطع التكبير كما انتهى إلى المصلى، وفى رواية: حتى يشرع الإمام فيها، وتجوز صلاة العيد فى المصر فى موضعين، ويجوز أن يضحى بعد ما صلى فى أحد الموضعين استحسانًا، والقياس أن لا يجوز حتى يفرغ من الصلاة فى الموضعين، كذا فى الخجندى. (العينى والمستخلص والجوهرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "وتكبيرات التشريق" قال شمس الأئمة: هذه الإضافة في تكبيرات التشريق لا يستقيم إلا على قولهما، لأن بعض التكبيرات يقع في أيام التشريق، وأما على قول أبي حنيفة: فلا يقع شيء منه فيها، فلا يستقيم الإضافة، وكيف ينفع التعليم في شيء قد فرغ، لكن قد قيل: سمّى بذلك لقربه من أيام التشريق، والشيء إذا قرب من الشيء، سمى باسمه، وما قارب الشيء سمى باسمه، وإنما سميت صلاة العيد تشريقا لأنها تؤدى بعد تشريق الشمس وارتفاعها، ومنه قوله على الا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع اكذا في الجوهرة، وينبغى أن يعلم تكبيرات التشريق في خطبة الجمعة التي قبل يوم العرفة.

<sup>(</sup>٦) قوله: "ولا يصليها بعد ذلك" لأنها مؤقتة بوقت الأضحية، فتتقيد بأيامها، لكنه يسىء في التأخير بغير عذر لمخالفة المنقول، قال في الكرخي: إذا تركوها لغير عذر صلوها في اليوم الثاني وأساؤوا، فإن لم يصلوها في اليوم الثاني صلوها في اليوم الثانث، فإن لم يصلوها فيه سقطت سواء كان لعذر أو بغير عذر، إلا أنه مسىء في التأخير لغير عذر، وإذا تأخرت هل يجوز الذبح قبل الزوال أم لا؟ قال الزيلعي: ولو لم يصل الإمام العيد في اليوم الأول أخروا التضحية إلى الزوال، ولا تجزئهم التضحية في اليوم الأول إلا بعد الزوال، وكذا في اليوم الثاني لا يجزئهم قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلى الإمام، فحينتذ تجزئهم، فلو أخرت بلا عذر أساؤوا وجازت، فالعذر ههنا لنفي الكراهة فقط، وفي عيد الفطر شرط الجواز. (الفتح والجوهرة)

عَقِيبَ صَلاةِ العَصْرِ مِن يَومِ النَحرِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ . وقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِلَى صَلاةِ العَصْرِ مِن آخِرِ أَيَّامِ التَشْرِيقِ (١) والتَكبِيرُ عَقِيبَ الصَلَوَاتِ الْمَفرُوضَاتِ (١) اللهُ أَكبَرُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ اللهُ أَكبَرُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(٧) قوله: "وتكبير التشريق أوله . . . إلخ "واختلف الصحابة في مبدئه ، فقال شبان الصحابة كابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم: يبدأ بعد صلاة الظهر من أول أيام النحر ، وبه أخذ الشافعي ، وقال كبارهم كعمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم: يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ، وهو مذهبنا ، واختلفوا في مختمه أيضًا ، فقال ابن مسعود: يقطع بعد صلاة العصر من يوم النحر ، وهي شماني صلوات ، وبه أخذ الإمام أبو حنيفة ابتداء وانتهاء ، وقال على رضى الله عنه: يقطع بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، وهي ثلاثة وعشرون صلاة ، وبه أخذ الصاحبان ابتداء وانتهاء ، كذا في "فتح المعين" . وفي "الجوهرة": والفتوى على قولهما ، كذا في "المصفى" ، واختلفوا في تكبير التشريق ، هل هو سنة أو واجب؟ قال التمرتاشي : سنة وفي الإيضاح : واجب ، وهو الأصح .

(١) التشريق: تقديد اللحم، ومنه سمى أيام التشريق.

(۲) قوله: "والتكبير عقيب الصلوات" المفروضات، هذا على الإطلاق إنما هو قولهما، لأن عندهما التكبير تبع للمكتوبة، فيأتى به كل من يصلى المكتوبة، وأما عند أبي حنيفة: لا تكبير إلا على الرجال الأحرار المكلفين المقيمين في الأمصار إذا صلوا مكتوبة بجماعة من صلاة هذه الأيام، وعلى من يصلى معهم بطريق التبعية، قوله: المفروضات، يحترز من الوتر وصلاة العيد، ويكبر عقيب صلاة الجمعة، لأنها مفروضة. وفي الخجندى: التكبير إنما يؤدى بشرائط خمسة، على قول أبي حنيفة يجب على أهل الأمصار دون الرساتيق، وعلى المقيمين دون المسافرين، إلا إذا اقتدوا بالمقيم في المصر، وجب عليهم على سبيل المتابعة، وعلى من صلى بجماعة الا من صلى وحده، وعلى الرجال دون النساء، وإن صلين بجماعة إلا إذا اقتدين برجل ونوى إمامتهن، وفي الصلوات الخمس دون النوافل والسنن والوتر والعيد، لكن البلخيون يكبرون عقيب صلاة العيد، لأنها تؤدى بجماعة، فأشبهت الجمعة. وقال أبو يوسف ومحمد: التكبير يتبع الفريضة، فكل من أدى فريضة فعليه التكبير، بحماعة، فأشبهت الجمعة. وقال أبو يوسف ومحمد: التكبير يتبع الفريضة، فكل من أدى فريضة فعليه التكبير، بلاتراخ حتى لو خرج من المسجد، أو جاوز الصفوف في الصحراء، أو أتى بما يمنع البناء، لا يأتي به، ولو سبقه بلاتراخ حتى لو خرج من المسجد، أو أو أتى على غير طهارة. (الفتح والمستخلص)

(٣) قوله: "الله أكبر الله أكبر [هو المأثور عن الخليل] لا إله إلا الله . . . إلخ" قال في "الهداية : يقولها: مرة واحدة، وقال الشافعي : يقول : الله أكبر ثلاث مرات، أو خمس مرات، أو سبع مرات، ولا يزاد عليه، لأن المنصوص عليه هو التكبير، قال الله تعالى : ﴿ولتُكبِّروا الله عَلَى مَا هَدَاكُم ﴾ والتهليل والتحميد ليستا بتكبير حقيقة . ولنا أن قوله تعالى : ﴿واذكرُوا الله في أيّام معدُودَات ﴾ . قيل هي أيام التشريق، يشمل التهليل والتحميد، وأن المأثور عن الخليل عليه السلام هكذا، فإنه إذا أضجع إسماعيل عليه السلام للذبح أمر الله تعالى جبريل عليه السلام حتى يذهب إليه بالفداء، فلما رأى جبريل أنه أضجعه للذبح قال: الله أكبر الله أكبر كي لا يعجل بالذبح، فلما سمع إبراهيم عليه السلام صوت جبريل وقع عنده أنه يأتيه بالبشارة، فقال: لا إله إلا الله والله أكبر، فلما سمع إسماعيل عليه السلام صوتهما وقع عنده أنه فدى، فقال: الله أكبر ولله الحمد. (الفتح والمستخلص والجوهرة)

#### بابُ صَلاة الكُسُوف(١)

إِذَا انكَسَفَتِ الشَّمسُ صَلِّى الإِمَامُ (٢) بِالنَاسِ رَكعَتَينِ (٣) كَهَيئَةِ النَافِلَةِ (١) في كُلَّ رَكعَة رُكُوعٌ وَاحِدٌ (٥) ويُطوَّلُ القِرَاءَةَ فِيهمَا (١) ويُخفِي (٧) عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ .

(١) قوله: "باب صلاة. . . إلخ هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، ومناسبتها للعيد من حيث إنهما يؤديان بجماعة في النهار بغير أذان وإقامة، وأخرها من العيد لأن صلاة العيد واجبة على الأصح، كما مر، تم الجمهور على أن الكسوف -بالكاف- للشمس، والحسوف -بالخاء الملمعجمة- للقمر، وهما في اللغة النقصان، وقيل: الكسوف ذهاب الضوء والحسوف ذهاب الدائرة -والله أعلم-.

وصلاة الكسوف ثبتت شرعيتها بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَمَا نُرسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَ تَخْوِيفًا ﴾ والكسوف آية من آيات الله المخوفة، وأما السنة ففي البخاري أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا، وفي رواية: فادعوا. (الفتح والجوهرة)

(٢) قوله: "صلى الإمام [إن حضر]" في ذكر الإمام إشارة إلى أنه لابد فيه من شرائط الجمعة، وهو كذلك إلا الخطبة، فإنه لا خطبة في صلاة الكسوف عندنا، وإن انكسفت في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها، لم يصل، لأن النوافل لا تصلى فيها، وهذه نافلة، كذا في "الجوهرة".

(٣) قوله: "ركعتين" بيان لأقل مقدارها، وإن شاء صلى أربعًا أو أكثر، كل ركعتين بتسليمتين، وذهب الشافعي إلى أنهما يصليان بركوعين، لما روت عائشة وابن عباس رضى الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة كسوف الشمس ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات. ولنا ما روى قبيصة أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، فأطال فيهما القراءة، وقد روى الركعتين جماعة من الصحابة رضى الله عنهم، منهم ابن عمر وسمرة ابن جندب وأبو بكر ونعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهم، والأخذ بهذا أولى لموافقة الأصول، ولا حجة له فيما رواه، لأنه ثبت أن مذهبهما بخلاف ذلك، ولأنه روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة كسوف الشمس ركعتين بثلاثة ركوعات في كل ركعة وأربع ركوعات وخمس ركوعات وست ركوعات، ولم يأخذ الشافعي بما زاد على ركوع واحد. (فتح المعين)

- (٤) أي بلا أذان وإقامة وبغير تكرار ركوع . (ج)
- (٥) قوله: "ركوع واحد. . . إلخ وقال الشافعي: ركوعان، لما روى عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم، ولنا ما روى عن ابن عمر، والحال أكشف على الرجال لقربهم، لأنهم يقومون قبل صف النساء والصبيان، ومن هذا أخذ محمد بن الحسن في الآثار، فقال: يحتمل أنه عليه السلام أطال الركوع زيادة على قدر ركوع سائر الصلوات، فرفع أهل الصف الأول رؤوسهم ظنّا منهم أنه رفع رأسه، ورفع من خلفهم رؤوسهم، فلما رأى أهل الصف الأول ركوعين.
- (٦) قوله: "ويطول القراءة فيهما" أى في الركعتين، لأنه عليه الصلاة والسلام قام في الأولى بقدر البقرة، وفي الثانية بقدر آل عمران، والمعنى أنه يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة البقرة إن كان يحفظها، أو ما يعدلها من غيرها إن لم يحفظها، وفي الثانية بآل عمران، أو ما يعدلها، ويجوز تطويل القراءة وتخفيف الدعاء، وتطويل الدعاء وتخفيف القراءة، فإذا خفف أحدهما طول الآخر، لأن المستحب أن يبقى على الخشوع والخوف إلى انجلاء الشمس، فأى ذلك فعل فقد وجد. (الجوهرة)

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ: يَجهَرُ، ثُمَّ يَدعُو بَعدَها (۱) حَتَّى تَنجَلَى الشَّمسُ (۱) ويُصَلَّى بالنَاسِ الإمَامُ الذي يُصلَّى بهمُ الْجُمُعَة، فإن لَم يَحضُرْ الإمَامُ صَلاَها النَاسُ قُرَادَى (۱) ولَيسَ في خُسُوفِ القَمَرِ جَمَاعَةُ (۱) وإنَّمَا يُصلِّى كُلِّ وَاحِدٍ بنَفسِه (۵) ولَيسَ في الكُسُوف خُطنَةٌ (۱) .

#### بابُ صَلاة الاستسقَاء (<sup>(۷)</sup>

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيسَ في الاستسقَاء صَلاةٌ مَسنُونَةٌ بِالْجَمَاعَة، فإن صَلّى النَّاسُ وُحْدَانًا جَازَ (^) وإنّمَا الاستسقَاءُ الدُعَاءُ (٩) والاستغفَارُ، وقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومُحَمّدٌ

<sup>(</sup>٧) لما روى عن ابن عباس وسمرة بن جندب: "ولأنها صلاة نهار وهي عجماء".

<sup>(</sup>۱) قوله: "ثم يدعو بعدها" المراد كمال الانجلاء لا ابتداءه، ثم الإمام في الدعاء بالخيار إن شاء جلس مستقبل القبلة ودعا، وإن شاء قام ودعا، وإن شاء العلواني: مستقبل الناس بوجهه ودعا، ويؤمن القوم، قال الحلواني: وهذا أحسن، كذا في "النهاية"، هذا من "الجوهرة" وقال في "فتح المعين": ولو اعتمد على عصا كان حسنًا، ولا يصعد المنبر للدعاء، والدعاء بعد الصلاة.

<sup>(</sup>٢) قوله: "حتى تنجلى الشمس" لحديث المغيرة بن شعبة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنجلى»، وهذا يفيد استيعاب الوقت بهما، وهو السنة. (فتح المعين)

<sup>(</sup>٣) لأنها نافلة، والأصل في النوافل ا لانفراد.

<sup>(</sup>٤) قوله: "وليس في خسوف القمر جماعة" لأنه قد خسف في عهده عليه السلام مرارًا، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام جمع الناس له، ولأنها تكون ليلا وفي الاجتماع فيه مشقة. (الفتح والجوهرة والمستخلص)

<sup>(</sup>٥) قوله: "وإنما يصلى كل واحد بنفسه" لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتم شيئًا من هذه الأهوال فافزعوا إلى الله بالصلاة»، كذا في الريح الشديدة والظلمة الهائلة والأمطار الدائمة، والفزع من العدو، وحكمه حكم الخسوف، كذا في "الوجيز". (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) قوله: "وليس في الكسوف خطبة [لأنه لم ينقل]" وهذا بإجماع أصحابنا، لأنه لم ينقل فيه أثر، وخطبته عليه السلام لما كسفت الشمس يوم موت سيدنا إبراهيم رضى الله عنه ليست إلا للرد على من توهم أنها كسفت لموته رضى الله عنه، وهذه الصلاة سنة، وقيل: واجبة، لأمره عليه السلام: "إذا رأيتم شيئًا من هذه الآيات فافزعوا إلى الصلاة». (فتح المعين)

<sup>(</sup>٧) قوله: "باب صلاة الاستسقاء" هو طلب السقيا، يقال: سقاه الله وأسقاه، وفي القرآن: ﴿وَسَقَاهُم رَبِّهُم شَرَابًا طَهُورًا﴾ وقال تعالى: ﴿وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءٌ فُرَاتًا﴾ ومناسبته للكسوف أنهما تضرع يؤديان في حال الحزن، وأخرها عن الكسوف للاختلاف في سنيتها كما في "الدر"، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿استَغفِرُوا رَبَّكُم إِنّه كَانَ غَفّارًا يُرسِلِ السّمَاءَ عَلَيكُم مِدرَارًا﴾ فعلق نزول الغيث بالاستغفار. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٨) و لا يكره . (ج)

رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: يُصَلَّى الإمَامُ رَكَعَتَينِ (') يَجهَرُ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ (')، ثُمَّ يَخطُب (") ويَستَقبِلُ القِبَلَ اللهُ عَاءِ (°)، ويُقلّبُ الإمَامُ رِدَاءَه (۱)، ولا يُقلّبُ القَومُ أَرْدِيتَهُم (۷)، ولا يَحضُرُ أهلُ

#### (٩) لما ذكرنا من الآية. (ج)

(۱) قوله: "يصلى الإمام ركعتين [وهما سنة عندهما. (ج)]. . . إلخ "قد اختلف في صلاة الاستسقاء، سأل أبو يوسف أبا حنيفة عنه، فقال: أما صلاة الجماعة فلا، ولكن فيه دعاء واستغفار، وإن صلوا وحدانًا فلا بأس به، وهذا ينفى كونها سنة أو مستحبة، لكن إن صلوا وحدانًا لا يكون بدعة، ولا يكره، فكأنه يرى إباحتها في حق المنفرد، وذكر صاحب "التحفة" وغيره: أنه لا صلاة في الاستستقاء في ظاهر الرواية، وهذا ينفى مشروعيتها مطلقًا، وقال محمد: يصلى الإمام أو نائبه ركعتين بجماعة، كما في الجمعة. وأبو يوسف مع محمد في رواية، كما في الحجندي، ومع أبي حنيفة في أخرى، كما في المبسوط، لمحمد ما روى عبد الله بن زياد أنه قال: خرج رسول الله على يستسقى، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة، وحول رداءه، وصلى ركعتين، وجهر فيهما بالقراءة. ولأبي حنيفة ما رواه مسلم: "أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله على قائم يخطب الناس، فاستقبل رسول الله على قال: يا رسول الله المكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا، قال: فرفع رسول الله على يديه، ثم قال: اللهم أغثنا المديث، وتأويل ما رواه أنه فعله مرة وتركه أخرى، والسنة لا تثبت بمثله، بل بالمواظبة. (العيني)

(٢) قوله: "يجهر فيهما بالقراءة" اعتبارًا بصلاة العيد، إلا أنه ليس فيها تكبيرات كتكبيرات العيد، قال الحلواني: يخرج الناس إلى الاستسقاء مشاة لا على ظهور الدواب في ثياب خلق، أو غسيلة، أو مرقّعة متذلّلين خاضعين ناكسي رؤوسهم في كل يوم يقدمون الصدقة قبل الخروج. (الجوهرة)

 (٣) قوله: "ثم يخطب" يعنى بعد الصلاة، قال أبو يوسف: خطبة واحدة، وقال محمد: خطبتين، ولا خطبة عند أبي حنيفة، لأنها تبع للجماعة، ولا جماعة فيها عنده، وتكون معظم الخطبة عندهما الاستغفار، ويخطب الخطبة على الأرض لا على المنبر اعتبارًا للعيد. (الجوهرة والفاتح)

(٤) لما روى أنه عليه السلام استقبل القبلة، وحول رداءه.

(٥) قوله: "بالدعاء" فعند أبى حنيفة: يصلى ثم يدعو، وعندهما: يصلى ثم يخطب، فإذا مضى صدر من الخطبة قلب رداءه، ويدعو قائمًا مستقبل القبلة، كذا في "الجوهرة"، أى يدعو الإمام قائمًا مستقبل القبلة رافعًا يديه، والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمّنون على دعاءه، فيقول: اللهم أسقنا غيثًا مغيثًا نافعًا غير ضار عاجلا غير آجل، غدقًا طبقًا دائمًا وما أشبهه سرّا وجهرًا، لما روى عنه عليه السلام هذه ألفاظ في الاستسقاء، وروت عائشة رضى الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال قبل الدعاء: «الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين» الحديث.

وفي "الكافي": قال محمد: لا صلاة في الاستسقاء، وإنما فيه الدعاء، بلغنا عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج ودعا، وبلغنا عن عمر رضى الله عنه أنه صعد المنبر ودعا واستسقى، ولم يبلغنا عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك صلاة إلا حديث شاذ، وهذا يؤيد مذهب أبى حنيفة. (الفتح والمستخلص وغيره)

(٦) قوله: "ويقلب الإمام رداءه. . . النخ" بالتخفيف، يعنى إذا مضى صدر من الخطبة، قال أبو حنيفة: لا يقلب الرداء مطلقًا، سواء كان إمامًا أو مقتديًا، وقالا والشافعي: يقلب الإمام رداءه دون القوم، لأنه

الذمّة للاستسقَاء <sup>(١)</sup>

#### بابُ قيام شهرِ رَمَضَانَ (٢)

يُستَحَب أَن يَجتَمِع النَاسُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعدَ العِشَاءِ "، فَيُصَلِّى بِهم إِمَامُهُم خَمسَ تَروِيحَات (أُن فَي كُل تَرويحَة تَسلِيمَتَان (أُن ويَجلِس بَينَ كُل تَرويحَتَينِ مِقدَ ارَتَرويحَة (أَن تُم يُوتِر بِهِم (٧)، ولا يُصَلِّى الوِتْرُ بَجَمَاعَة في غَيرِ شَهْرِ رَمَضَانَ (٨).

عليه الصلاة والسلام فعل كذلك، وقال مالك: يقلب القوم أرديتهم، لهما أنه عليه السلام قلب رداءه، ولأبى حنيفة أن النبى على الشوب فيه كسائر الأدعية، وما روى من فعله عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه أصلحه، فظن الراوى أنه قلب، وإن كان تفاو لا لعلمه بالوحى أن الحال ينقلب متى قلب الرداء، فيكون مخصوصًا، وعند مالك: يقلب القوم أيضًا، لما روى عبد الله أن النبى عليه السلام قلب رداءه فحول الناس أرديتهم، وصفة قلب الرداء أن يأخذ بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب يساره، وبيده اليسرى الطرف الأسفل من جانب يساره، وبيده اليسرى الطرف الأميل من جانب يمينه، يقلب يديه خلف ظهره، بحيث يكون الطرف المقبوض باليمنى على كتفه الأيسر، فإذا فعل ذلك، فقد انقلب اليمين يسارًا وبالعكس، والأعلى أسفل وبالعكس. (الفتح ومسكين)

- (٧) لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك.
- (۱) قوله: "ولا يحضر أهل الذمة. . . إلخ "لأن الناس يخرجون للدعاء ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ، وقد أمر النبي على المتعدهم ، فقال : «أنا برىء من كل مسلم مع مشرك» ، لأن اجتماعهم مع الكفر موجب نزول اللعنة عليهم ، فلا يجوز إخراجهم عند طلب الرحمة ، كذا في " الجوهرة " . وقال مالك : إن خرجوا لم يمنعوا ، لأن هذا طلب لرزق ، والله تعالى متولى أرزاقهم كما هو متولى أرزاقنا ، فإن طلبوا لم يمنعوا ، والمراد من الحضور الدعاء . (الفتح والمستخلص)
- (٢) قوله: "باب قيام شهر رمضان . . . إلخ" إنما أفرد هذا الباب على حدة ، ولم يذكره في النوافل ، لأنه نوافل اختصت بخصائص ليس هي في المطلق النوافل من الجماعة ، وتقدير الركعات وسنة الختم ، وعقبه بالاستسقاء ، لأن الاستسقاء من نوافل النهار ، وهذا من نوافل الليل ، وأطلق عليه اسم القيام لقوله عليه السلام : "إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه »، وسمى رمضان لأنه يرمض الذنوب ، أي يحرقها ، كذا في "الجوهرة" .
- (٣) قوله: "يستحب أن يجتمع الناس. . . إلخ "ذكره بلفظ الاستحباب، والأصح أن التراويح سنة مؤكدة، لقوله عليه السلام: "وسننت لكم قيامه"، وأراد الشيخ أن أداءها بالجماعة مستحب، ولذلك قال: يستحب للناس أن يجتمعوا ولم يقل: يستحب التراويح، وإنما قال: يجتمع الناس بعد العشاء، وهم مجتمعون لصلاة العشاء، لأن بعد الصلاة يتفرقون عن هيئة الصفوف، فلهذا قال: يجتمعون أى يرجعون صفوفًا . (الجوهرة)
- (٤) قوله: "خمس ترويحات" جمع ترويحة، وهي اسم لأربع ركعات، فتكون عشرين ركعة، وهي سنة على الأصح، لما روى عن على بن أبي طالب أنه أمر رجلا يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة، أخرجه البيهقي. وروى ابن أبي شببة أن عليًا أمر رجلا يصلى بهم في رمضان عشرين ركعة، وصلاها عمر ووافقه كل من

الأصحاب، وأمروا بذلك بلا نكير من أحد، وقد أثنى على كرم الله وجهه على عمر رضى الله قال: نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك لما نورت مساجد الله بالقرآن، وروى البيهقي من طريق السائب بن يزيد: كنا نقوم في زمن عمر رضى الله عنه بعشرين ركعة والوتر، وقول الصحابي وفعله سنة، كما قال رسول الله على: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» وقال: «فاقتدوا بالذين من بعدى أبي بكر وعمر» وقال في حقهم جميعًا: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». وقال مالك في "الموطأ" عن يزيد ابن رومان: كان الناس يقومون في زمن عمر رضى الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة، أي مع الوتر، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي، وقال الشافعي: هكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون عشرين ركعة.

(٥) قوله: "في كل ترويحة تسليمتان" الترويحة اسم لأربعة ركوعات سميت بذلك، لأنه يقعد عقيبها للاستراحة، ولو صلى التراويح بتسليمة واحدة، وقد قعد على رأس كل ركعتين جاز، ولا يكره لأنه أكمل ركنًا، كذا في "المحيط". (الجوهرة والفاتح)

(٦) قوله: "ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة [لعادة أهل الحرمين. (الفاتح)]" وذلك مستحب وهم بالخيار في ذلك الجلوس، إن شاؤوا يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتًا، وهل يصلون؟ اختلف فيه المشايخ، منهم من كره، ومنهم من استحسنه، وهل يجلس بين الترويحة الخامسة والوتر، روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجلس، وكذا في "الهداية". وفي "الينابيع": الصحيح أنه لا يستحب ذلك عند عامة المشايخ، ولو صلى التراويح كل أربع بتسليمة، أو كل ست، أو كل ثماني، أو كل عشر بتسليمة، وقعد على رأس كل ركعتين، قيل: لا يجوز إلا عن ركعتين، وقيل: يجزئه عن الكل، وهو الصحيح، وفي الفتاوى: إذا صلى أربعًا بتسليمة ولم يقعد في الثانية، فالقياس أن تفسد، وهو قول محمد وزفر.

وفي الاستحسان: لا تفسد، وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وإذا لم تفسد قال أبو الليث: تنوب عن تسليمتين، وقال محمد بن الفضل: عن تسليمة واحدة، قال: وهو الصحيح.

وعن أبى بكر الإسكاف: أنه سئل عن رجل قام إلى الثالثة في التراويح، ولم يقعد في الثانية، قال: إن تذكر في القيام ينبغي أن يعود، ويقعد ويتشهد ويسلم، وإن قيد الثالثة بسجدة، فإن أضاف إليها أخرى كانت هذه الأربع عن تسليمة واحدة، هذا إذا أتى بالأربع، ولم يقعد في الثانية، فإن قعد فيها قدر التشهد، قال بعضهم: لا يعجوز إلا عن تسليمة أيضًا، وعلى قول العامة: يجوز عن تسليمتين، ولو صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة إن قعد في الثانية جاز عن تسليمة، ويجب عليه قضاء ركعتين؛ لأنه شرع في الشفع الثاني بعد إكمال الشفع الأول، فإذا أفسد الشفع الثاني، لزمه القضاء، قال في الفتاوى: والصحيح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه ظان أنها ثانية، وإن لم يقعد في الثانية عامدًا أو ساهيًا، تفسد صلاته عند محمد وزفر، ويلزمه قضاء ركعتين، وهذا هو القياس، وفي الاستحسان: هل تفسد؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف: نعم تفسد، ولا تجزئ عن شيء إن شكوا أنهم هل صلوا عشر تسليمات، أو تسع تسليمات.

قال بعضهم: يصلون تسليمة أخرى فرادى، وهو الصحيح احتياطًا، وقال بعضهم: يوترون ولا يأتون بتسليمة أخرى، ولو تذكروا بعد الوتر أنهم تركوا تسليمة، قال محمد بن الفضل: يصلونها فرادي.

وقال الصرر الشهيد: يجوز أن يصلوها بالجماعة، وإذا فسد الشفع وقد قرأ فيه، لا يعتد بما قرأه فيه، ويعيد القراءة ليحصل الختم في الصلاة الجائزة، وقال بعضهم: يعتد بها، لأن المقصود هو القراءة، ولا فساد فيها، وإذا غلط فترك سورة، أو آية، وقرأ ما بعدها، فالمستحب له أن يقرأ المتروكة، ثم المقروءة لتكون قراءته على الترتيب، كذا في الفتاوي، ولم يذكر الشيخ رحمه الله قدر القراءة، وقد اختلف المشايخ فيها، قال بعضهم: يقرأ في كل ركعة عشر آيات، لأن فيه تخفيفًا على القوم، وبه يحصل الختم مرة، وهذا هو الصحيح، لأن عدد الركعات في ثلاثين ليلة ستمائة ركعة، وعدد آيات القرآن العظيم الكريم ستة آلاف آية وشيء.

ابن عشر سنين.

وفى الفتاوى: الختم فى التراويح مرة سنة، والختم مرتين فضيلة، والختم ثلاث مرات، فى كل عشر ليال مرة أفضل، فإن أرادوا الختم مرة واحدة ينبغى أن يكون ليلة سبع وعشرين لكثرة ما جاء فى الأخبار أنها ليلة القدر، ولا يترك الختم فى رمضان لكسل القوم، يعنى لا يقرأ أقل مما يحصل به الختم، ولو حصل الختم بليلة التاسع عشر أو الحادى والعشرين لا يترك التراويح فى بقية الشهر، لأنها سنة فى جميع الشهر، قال عليه السلام: «وسننت لكم قيامه»، والأفضل أن يصلى التراويح بإمام واحد، لأن عمر رضى الله عنه جمع الناس على قارئ واحد، وهو أبى ابن كعب رضى الله عنه، فإن صلوها بإمامين، فالمستحب أن يكون انصراف كل واحد على كمال الترويحة، فإن انصرف على تسليمة لا يستحب ذلك، وكان عمر رضى الله عنه يؤمهم فى الفريضة والوتر، وكان

وقال السرخسى: الصحيح أنه لا يجوز، لأنه غير مخاطب كالمجنون، وإن أم الصبى الصبيان جاز؛ لأنهم على مثال حاله، وعن محمد بن مقاتل: أن إمامة الصبى في التراويح تجوز، لأن الحسن بن على رضى الله عنهما كان يؤم عائشة رضى الله عنها في التراويح، وكان صبيًا، كذا في الفتاوي.

أبي رضي الله عنه يؤمهم في التراويح. وسئل نصير بن يحيي عن إمامة الصبيان في التراويح، فقال: يجوز إذا كان

وفى "الهداية": إمامة الصبى فى التراويح والسنن المطلقة جوزه مشايخ بلخ، ولم يجوزه مشايخنا، لأن نفل الصبى دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع، ولا يبنى القوى على الضعيف، أما أداء التراويح قاعدًا مع القدرة على القيام، فاتفق العلماء على أنه لا يستحب لغير عذر، واختلفوا في الجواز.

قال بعضهم: لا يجوز من غير عذر، وقال بعضهم: يجوز، وهو الصحيح، ويكره للرجل تأخير التحريمة بعد تحريمة الإمام، فيكون قاعدًا حتى إذا أراد الإمام الركوع نهض للركوع مبادرا خوفًا من أن تفوته الركعة، لما فيه من التوالى في عبادة الله قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة ِ قَامُوا كُسَالى ﴾ وهل يحتاج لكل شفع من التراويح أن ينوى التراويح.

قال بعضهم: نعم، لأن كل شفع منها صلاة على حده، كما في صوم رمضان يحتاج في كل يوم إلى نية، واختلفوا في وقت التراويح: قال مشايخ بلخ: الليل كله إلى طلوع الفجر وقت لها قبل العشاء وبعده.

وقال عامة مشايخ بخارى، وقتها ما بين العشاء والوتر، فإن صلاها قبل العشاء لم يؤدها في وقتها، وأكثر المشايخ على أن وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر حتى لو صلاها قبل العشاء، لا تجوز، ولو صلاها بعد الوتر جاز، وهذا هو الأصح، وعليه عمل السلف. ولو صلى العشاء بإمام، وصلى التراويح بإمام آخر، ثم علم أن إمام العشاء كان على غير وضوء، فإنه يعيد العشاء والتراويح، ولو فاتته ترويحة أو ترويحتان، قال بعضهم: يوتر مع الإمام، ثم يقضى ما فاته من التراويح بعد ذلك، وقال بعضهم: يصلى التراويح ثم يوتر، كذا في "الذخيرة". (الجوهرة مع الاختصار)

(٧) قوله: "ثم يوتر بهم" إشارة إلى أن وقت التراويح بعد العشاء قبل الوتر، وبه قال عامة المشايخ، والأصح أن وقتها بعد العشاء، كذا في "الهداية"، والأصح أن وقتها بعد العشاء، كذا في "الهداية"، وقال أبو على النسفي: الصحيح أنه لو صلى التراويح قبل العشاء لا تكون تراويح، ولو صلاها بعد العشاء والوتر جاز، وتكون تراويح. (الجوهرة)

(A) قوله: "ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان" لأنه لم يفعله الصحابة رضى الله عنهم بجماعة في غير شهر رمضان، وأما في رمضان فهي بجماعة أفضل من أداءها في منزله، لأن عمر رضى الله عنه كان يؤمهم في الوتر، وفي النوازل: يجوز الوتر بجماعة في غير رمضان، ومعنى قول الشيخ: ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان، يعنى به الكراهة، لا نفى الجواز، وفي "الينابيع": إذا صلى الوتر مع الإام في غير رمضان يجزئه ولا يستحب ذلك -والله أعلم-. (الجوهرة)

#### باب صكلة النحوف(١)

إذَا اشتَدّ الْحَوفُ (٢) جَعَلَ الإَمَامُ النَاسَ طَائِفَتَينِ (٢): طَائِفَةً إِلَى وَجْهِ العَدُو، وطَائِفَةُ خَلَفَه، فَيُصَلِّى بهَذَهَ الطَائِفَة (١) رَكَعَةً وسَجْدَ تَينِ (٥) فإذَا رَفَعَ رَأْسَه مِنَ السَجدَةِ الثَّانِيةِ مَضَتْ هَذَهِ الطَائِفَةُ إِلَى وَجْهِ العَدُو (١) وجَاءَت تِلْكَ الطَائِفَةُ ، فَيُصَلِّى بهم الإَمَامُ رَكَعَة ، وسَجْد تَينِ ، وتَشَهّد وسَلّمَ ولَم يُسَلّمُ وا (٧) ، وذَهَبُوا إِلَى وَجْهِ العَدُو، وجَاءَتِ الطَائِفَةُ وسَجْد تَينِ ، وتَشَهّد وسَلّمَ ولَم يُسَلّمُ وا (٧) ، وذَهَبُوا إِلَى وَجْهِ العَدُو، وجَاءَتِ الطَائِفَةُ

(١) قوله: "باب صلاة الخوف" هذا من إضافة الشيء إلى شرطه، ومناسبته لما قبله لما كانت الصلاة بجماعة في النفل غير مشروعة إلا في رمضان، وكان عارضًا، فكذا صلاة الخوف شرعت بعارض الخوف مع العمل الكثير، فالتأم البابان، لكنه قدم التراويح لكثرة تكراره، والخوف نادر، كذا في "الجوهرة".

قال صاحب "الفاتح": إن المناسبة بين البابين أن قيام رمضان حالة السرور والخوف حالة الحزن، فيكون بينهما مناسبة من حيث المضادة، كذا في "النافع" -انتهى - . وهي مشروعة في زماننا ولا تختص بزمان النبوة عند الجمهور، بدليل إقامة الصحابة بعد، كعلى رضى الله عنه في صفين، وحذيفة وأبي موسى، وخصه أبو يوسف والمزنى بزمانه على إحرازاً لفضيلة الصلاة خلفه على وهو ظاهر قوله تعالى : ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِم ﴾ أي أقمت لهم الصلاة ، الآية . قال الجمهور : هذا اتفاقى ، والمراد إذا كنت فيهم أنت أو من يقوم مقامك في الإمامة ، كما في قوله تعالى : ﴿ خُذْ مِن أموالهِم صَدَقَة تُطهّرُهُم وَتُزكّيهم بِهَا ﴾ وقد يكون الخطاب مع رسول الله على ولا يختص هو به كقوله تعالى : ﴿ عَنْ أَيّهَا النّبِي إذا طَلْقتُم النّسَاء ﴾ . (الفتح وغيره)

(٢) قوله: "إذا اشتد الخوف. . . إلخ" الاشتداد مشروط عند بعضهم، ولذا ذكر في "القدوري" و "الكافي"، إلا أن العامة لم يشترطوا، ولذا لم يذكر في "المسوط" و "المحيط" و "التحفة" وغيرها، وقيل: حضرة العدو كافية، كما في "النهاية". (القهستاني وغيره)

(٣) قوله: "جعل الإمام الناس طائفتين. . . إلخ "قال في "النهاية": ههنا قيد، والناس عنه غافلون، وهو أن هذا الفعل إنما يحتاج إليه لو تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد، أما إذا لم يتنازعوا، فإن الأفضل أن يجعلهم طائفتين، فيأمر طائفة تقوم بإزاء العدو، ويصلى بالطائفة التي معه تمام الصلاة، وتقف الطائفة التي قد صلت بإزاء العدو والطائفة التي لم يصلوا مع الإمام، فليصلوا مع الإمام الآخر، وإنما ذكر الشيخ ذلك لأنهم قد لا يريدون كلهم إلا إماماً واحداً، ويكون الوقت قد ضاق، واعلم أن في كيفية أداء صلاة الخوف اختلافات كثيرة، والمختار عند علماءنا ما صرح به المصنف. (الجوهرة)

- (٤) من عدو مثلا .
- (٥) قوله: "ركعة وسجدتين" احتراز عن قول بعض المشايخ: إنه إذا سجد سجدة واحدة يجوز الانصراف، عملا بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُم ﴾، قلنا: السجدة المطلقة ينصرف إلى الكامل المعهود، وهو قوله: "ركعة" كافٍ إذ الركعة تتم بسجدة، فرفع هذا الاحتمال، وهذا أحسن من الأول. (الفاتح)
- (٦) قوله: "مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو" يعنى مشاة، فإذا ركبوا في مضيهم بطلت صلاتهم ؛ لأن الركوب عمل كثير (الجوهرة)
  - (٧) لأن صلاة الإمام قد كملت. (ج)

الأولَى، فصلّوا وُحْدَانًا رَكِعَةً وسَجْدَتَينِ بِغَيرِ قِرَاءَة (١) وتَشَهَّدُوا وسَلَمُوا، ومَضَوا إلَى وَجْهِ الْعَدُو، وجَاءَتِ الطَائِفَةُ الأَحْرَى، وصلّوا رَكِعَةً وسَجْدَتَينِ بِقِرَاءَة (٢) وتَشَهَدُوا (٢) وسَلّمُوا (٤) ، فإن كَانَ مُقيَمًا صَلّى بالطَائِفَةِ الأولَى رَكِعَتَينِ، وبالثَانِيَةِ رَكِعَتَينِ (٥) ويُصلّى بالطَائِفَةِ الأولَى رَكِعَتَينِ، وبالثَانِيَة رَكِعَتَينِ مِنَ المَعْرِب، وبالثَانِية رَكِعَةً (٢) ، ولا يُقَاتلُونَ في حَالَ الصَلاة، فإن فَعَلُوا ذَلَكَ بَطَلَت صَلاتُهُم (٧) ، وإن اشتَد ّ الْخُوفُ صَلّوا رُكبَانًا وُحدَانًا (٨) يُومِئُونَ بالرُكُوعِ فَعَلُوا ذَلَكَ بَطَلَت مَلاتُهُم (٧) ، وإن اشتَد ّ الْخُوفُ صَلّوا رُكبَانًا وُحدَانًا (٨) يُومِئُونَ بالرُكُوعِ

- (٢) لأنهم مسبوقون، والمسبوق عليه القراءة. (ج وغيرها)
- (٣) قوله: "وتشهدوا وسلموا" والأصل فيه ما روى أبو داود عن ابن مسعود أنه عليه السلام صلى صلاة الخوف بهذه الصفة التي بينها المصنف، واختار هذه الصفة أشهب والأوزاعي، وأخذ بها إمامنا أبو حنيفة ومتبعوه، ورجعها ابن عبد البر، لقوة إسنادها، ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه، نقله في شرح الموطأ، وقال محمد في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في صلاة الخوف، قال: إذا صلى الإمام بأصحابه فلتقم طائفة منهم مع الإمام، وطائفة بإزاء العدو، فيصلى الإمام بالطائفة الذين معه ركعة، ثم تنصرف الطائفة الذين صلوا مع الإمام من غير أن يتكلموا حتى يقومون في مقام أصحابهم، وتأتى الطائفة الأخرى فيصلون مع الإمام الركعة الأخرى، ثم ينصرفون من غير أن يتكلموا حتى يقومون في مقام أصحابهم، وتأتى الطائفة الأخرى حتى الطائفة الأولى حتى يصلوا ركعة وحدانًا، ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم، وتأتى الطائفة الأخرى حتى يقضوا الركعة التي بقيت عليهم وحدانًا، وقال: أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن عبد الله يقب مثل ذلك، قال محمد: وبهذا كله نأخذ انتهى و والموقوف في مثله كالمرفوع، لأنه لا مجال للرأى فيه.
- (٤) قوله: "وسلموا" وهذا إذا كان الإمام والقوم مسافرين، فإذا كان الإمام مسافراً وهم مقيمون، صلى بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين، وينصرفون، والثانية كذلك، ثم يسلم ثم تجيء الطائفة الأولى، فتصلى ثلاث ركعات بغير قراءة، لأنهم لاحقون، فالركعة الأولى بلا إشكال، لأنهم فيها كمن هو خلف الإمام، وكذا لأخريين، لأن التحرية انعقدت غير موجبة للقراءة، وأما السهو فيما يقضون إذا سهوا فيه، فإنهم كالمسبوق، يعنى إنهم يسجدون، ثم تجيء الطائفة الأخرى، فيصلون ثلاث ركعات بقراءة، لأنهم مسبوقون يقرءون في الأولى الفاتحة والسورة، وفي الأخريين الفاتحة لا غير. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعتين" لأنه إذا كان مقيمًا تصير صلاة من اقتدى به أربعًا للتبعية. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "ويصلى بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب، وبالثانية ركعة" لأن الطائفة الأولى تستحق نصف الصلاة، وتنصيف الركعة غير ممكن، فجعلها في الأولى أولى بحكم السبق، وقال الثورى بالعكس، لأن فرض القراءة في الركعتين الأوليين، فينبغي أن يكون لكل طائفة في ذلك حظه. (الجوهرة والمستخلص)
- (٧) قوله: "بطلت صلاتهم" لأن القتال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة، وكذا من ركب حال انصرافه، لأن الركوب عمل كثير، بخلاف المشي فإنه لابد منه. (الجوهرة)
- (٨) قوله: "وإن اشتد الخوف [جدّا ابتداءً ولم يمكنهم الصلاة مع الجماعة. (العيني)]. . . إلخ "لقوله

<sup>(</sup>١) لأنهم لاحقون. (ج)

# والسُجُودِ إِلَى أَى جِهَةِ شَاؤُوا إِذَا لَم يَقدِرُوا عَلَى التَوَجّهِ إِلَى القِبلَةِ.

#### بابُ الْجَنَائز (١)

# إذَا احتُضِرَ (٢) الرَجُلُ، وُجّه إلَى القِبلةِ عَلى شِقّه الأيْمَنِ (٢)، ولُقّنَ الشّهَادَتَينِ (١)، وإذَا

تعالى: ﴿ فَإِن خِفِتُم فَرِجَالاً أُو رُكِبَانًا ﴾ معنى فرجالاً أى قيامًا على أرجلكم، واشتداد الخوف ههنا أن لا يدعهم العدو يصلون نازلين، بل يهجمونهم بالمحاربة، وليس لهم أن يصلوا جماعة ركبانًا، لانعدام الاتحاد في المكان، وكما تسقط الأركان عن الراكب يسقط عنه الاستقبال إلى القبلة. (الجوهرة)

(١) قوله: "باب الجنائز" لما فرغ من بيان الصلاة في حال الحياة شرع في بيان الصلاة في حال الممات، ولما كان الموت آخر العوارض ذكر صلاة الجنازة آخر الأبواب وآخرها الصلاة في الكعبة ليكون ختم كتاب الصلاة بما يتبرّك به. والجنائز: جمع جنازة، وهو بفتح الجيم اسم للميت، وبكسرها اسم للنعش أو السرير.

(٢) قوله: "إذا احتضر" أي قرب من الموت، وصف به لحضور موته أو ملائكة الموت، وعلامات الاحتضار استرخاء قدميه، واعوجاج منخريه، وانخساف صدغيه. (الجوهرة وغيرها)

(٣) قوله: "وجه إلى القبلة على شقه الأين" وهو السنة لأنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة سأل عن البراء بن مغرور، فقالوا: توفى وأوصى بثلث ماله لك، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال عليه الصلاة والسلام: «أصاب الفطرة»، أى الإسلام. والمعتاد في زماننا أن يلقى على قفاه وقدماه إلى القبلة، قالوا: لأنه أسهل لخروج الروح، ولم يذكروا وجه ذلك ولم يمكن معرفته إلا نقلا، ويستحب لأقرباءه وجيرانه أن يدخلوا ويتلوا سورة يس، واستحسن بعض المتأخرين قراءة سورة الرعد، وينبغى الطيب، ويخرج من عنده الجنب والخائض والنفساء. (فتح المعين)

(3) قوله: "ولقن الشهادتين" لقوله عليه السلام: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله»، والمراد الذى قرب من الموت. وصورة التلقين أن يقال عنده في حالة النزع جهرًا وهو يسمع: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. سُميا شهادتين لأنهما شهادة بواحدانية الله وشهادة برسالة محمد على ولا يقال له: قل، فربما يمتنع عن ذلك - والعياذ بالله - ويلقن قبل الغرغرة، ولا يلح عليه في قولها مخافة أن يضجر، فإذا قالها مرة لا يعيدها عليه الملقن إلا أن يتكلم بكلام غيرها، قال عليه السلام: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ولأنه موضع يتعرض فيه الشيطان لإفساد اعتقاده، فيحتاج إلى مذكر ومنبه على التوحيد، وهذا التلقين مستحب بالإجماع، وأما تلقين المبت في القبر .

وصورته أن يقال: يا فلان بن فلان، أو يا عبدالله بن عبدالله! اذكر دينك الذى كنت عليه، وقد رضيت بالله ربّا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيّا، فإن قيل: إذا مات متى يسأل؟ قال بعضهم: حتى يدفن، وقال بعضهم: في بيته يفضى عليه الأرض، وينطبق عليه كالقبر، والقول الأول أشهر، لأن الآثار وردت به.

فإن قيل: هل يسأل الطفل الرضيع؟ فالجواب أن كل ذى روح من بنى آدم فإنه يسأل فى القبر بإجماع أهل السنة، لكن يلقنه الملك، فيقول له: من ربك؟ ثم يقول له: قل: الله ربى، ثم يقول له: ما دينك؟ ثم يقول له: قل: دينى الإسلام، ثم يقول له: من نبيك؟ ثم يقول له: قل نبى محمد ﷺ، وقال بعضهم: لا يلقنه، بل يلهمه الله حتى يجيب كما ألهم عيسى عليه السلام فى المهد. (الجوهرة والفتح)

# مَاتَ، شَدَّوالحيَتَيه (')، وغَمَّضُوا عَينَيه، فإذَا أَرَادُوا غُسلَه، وضَعُوهُ عَلَى سَرِيرِه (')، وجَعَلُوا عَلَى عَورَتِه خِرقَةً ('')، ونَزَعُوا ثِيَابَه (') ووَضَّئُوه (°)، ولا يُمَضمَضُ ولا يُستَنشَقُ، ثُمَّ يُفيضُونَ

(١) قوله: "وإذا مَات، شَدّوا لحيتَيه. . . إلخ" لأن النبي عَلَيْ دخل على أبى سلمة رضى الله عنها وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: "إن الروح إذا قبض اتبعه البصر". ولأنه إذا لم يغمض ولم يشد لحياه يصير كريه المنظر، وربما تدخل الهوام عينيه وفاه، والماء بطنه إذا لم يفعل به ذلك، ويقول مغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله عينه أمره، وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقاءك، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه

وصورته أن يتولى أرفق أهله إما ولده أو والده إغماضه بأسهل ما يقدر عليه، ويشد لحياه بعصابة عريضة يشدها من لحيه الأسفل، ويربطها فوق رأسه. ويستحب أن يلين أعضاءه ومفاصله ويوضع السيف أو المرآة على بطنه، وتوضع يده اليمنى في الجانب الأيمن، واليسرى على الأيسر، ولا يجوز وضع اليدين على صدر الميت كما تفعله الكفرة، لأنه عليه السلام أمر بالوضع في الجانب. ولا بأس بإعلام الناس بموته، لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين عليه والمستغفرين له بشرط أن لا يكون مع تنويه بذكره وتفخيم، ويستحب أيضاً أن يسارع إلى قضاء ديونه وإبراءه منه، لأن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر، لقوله على «عجلوا بموتاكم». الحديث. (الجوهرة وفتح المعين)

(٢) قوله: "فإذا أرادوا غسله وضعوه على سريره [لينزل الماء إلى أسفل]" لينصب الماء عنه ، ولأنه إذا وضع على الأرض يتلطخ بالطين . وصورة الوضع مستلقيًا على قفاه ، والأصح أنه يوضع كيف تيسر عليهم ، ويستحب أن يكون الغاسل ثقة ليستوفى الغسل ، ويكتم ما يرى من قبيح ، ويظهر ما يرى من جميل ، لقوله عليه السلام : «أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم» . ويستحب أن يكون بقرب الغاسل مجمرة فيها بخور لثلا يظهر من الميت رائحة كريه ، فتضعف نفس الغاسل ومن يعينه . ويستحب أن يستر الموضع الذي يغسل فيه الميت ، فلا يراه إلا غاسله أو من يعينه ، وغسل الميت واجب ، لأن الملائكة غسلت آدم عليه السلام ، وقالت لولده : «هذه سنة موتاكم» ، وغسل رسول الله على المسلمين وغسله المسلمون حين ارتحل من هذه الدار إلى الفردوس الأعلى .

واختلف المشايخ لأى علة وجب غسل الميت، قال بعضهم: لأجل الحدث لا لنجاسة ثبتت بالموت، لأن النجاسة التى ثبتت بالموت لا تزول بالغسل كما في سائر الحيوانات، والحدث مما يزول بالغسل حال الحياة، فكذا بعد الوفاة، والآدمى لا ينجس بالموت كرامة له، ولكن يصير محدثًا، لأن الموت سبب لاسترخاء المفاصل، وزوال العقفل قبل الموت وهو الحدث، وكان يجب أن يكون مقصوراً على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة، إلا أن القياس في حال الحياة غسل جميع البدن في الحدث، كما في الجنابة، لكن اكتفى بغسل الأعضاء الأربعة أيضاً للحرج، لأنه يتكرر في كل يوم، والجنابة لما لم يتكرر لم يكتف بغسل الأعضاء الأربعة، فكذا الحدث بسبب الموت لا يتكرر، فلا يؤدي غسل جميع البدن إلى الحرج، فأخذنا فيه بالقياس. وكان أبو عبد الله الجرجاني وغيره من مشايخ العراق يقولون: إن غسله وجب بنجاسة الموت لا بسبب الحدث، لأن الآدمي له دم سائل، فيتنجس بالموت قياسًا على سائر الحيوانات التي لها دم، والدليل على أنه يتنجس بالموت أن المسلم إذا مات في البئر، ينزح جميع ماءها، وكذا لو حمل ميتًا قبل الغسل، وصلى معه لا تجوز الصلاة، ولو كان الغسل واجبًا لإزالة الحدث لا غير لكان تجوز الصلاة مع حمل الميت قبل الغسل كما لو حمل محدثًا فصلى معه، والدليل عليه أيضًا أنه لا يمسح برأسه، كما في الحدث. (الجوهرة)

(٣) قوله: "وجعلوا على عورته خرقة [اعتبارًا بحال الحياة]" لأن ستر العورة واجب على كل حال، والآدمى محترم حيّا وميتًا، ألا ترى أنه لا يجوز للرجال غسل النساء، ولا للنساء غسل الرجال الأجانب بعد الوفاة، وقال عليه السلام لعلى رضى الله عنه: «لا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت»، ويجعل الخرقة من سرته إلى

الْمَاءَ عَلَيه، ويُجَمَّرُ سَرِيرُه (') وِتْرًا (')، ويُعَلِّى الْمَاءُ بالسِدْ ('') أو بالحُرْضِ (')، فإن كَم يَكُن فالْمَاءُ الْقَرَاحُ (٥) . ويُغسَلُ (أَسُه ولِحيتُه بالخِطمي (١) . ثُمَّ يُضجَعُ عَلَى شقّه الأيسرِ (٧)، فيُغسَلُ (٨) بالْمَاء والسِدْ (، حَتَّى يُرَى أَنَّ الْمَاءَ قَد وَصَلَ إلَى مَا يَلِى التَحْتَ (٥) مِنهُ، ثُمَّ يُضجَعُ عَلَى شقّه الأَيْمَنِ ('')، فيُغسَلُ ('') بالْمَاء حَتَّى يُرَى أَن الْمَاءَ قَد وَصَلَ إلَى مَا يَلِى التَحْتَ مِنهُ شَي عُلَى شقّه الأَيْمَنِ ('')، فيُغسَلُ ('') بالْمَاء حَتَّى يُرَى أَن الْمَاءَ قَد وَصَلَ إلَى مَا يَلِى التَحْتَ مِنهُ ثُمَّ يُخسَدُهُ وَلا يُعيدُ يُجلسُه ويُسنِدُه إلَيه ويَمسَحُ ('') بَطنَه مَسحًا رَقيقًا، فإن خَرَجَ منهُ شَيءٌ غَسَلَه (''')، ولا يُعيدُ

- (٣) أي بورقه.
- (٤) بالضم: أشنان.
- (٥) أي الخالص لحصول المقصود.
  - (٦) گل خيرو .

- (٨) شقه الأين.
- (٩) وبالخاء المعجمة أيضًا.
- (١٠) ليبدأ بشقه الأيسر.
  - (١١) شقه الأيسر.

ركبتيه وهو الصحيح، وفي "الهداية" يكتفي بستر العورة الغليظة، يعني القبل والدبر تيسيراً. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٤) قوله: "ونزعوا ثيابه" لأن الغسل بعد الموت كالغسل في حال الحياة، فكما أن الحي يتجرد عن ثيابه فكذا الميت ليمكنهم التنظيف، لأن المقصود من الغسل هو التطهير، وهو لا يحصل إذا غسل مع ثيابه، لأن الثوب متى يتنجّس بغسالة يتنجس به بدنه ثانيا بنجاسة الثوب، فيجب التجريد، وقال الشافعي: يغسل في قميصه، لأنه عسل في قميصه، ونحن اعتبرناه بحال الحياة، وما رواه كان مخصوصًا به على . (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>٥) قوله: "ووضئوه" لأن الغسل في الحياة يقدم عليه الوضوء، فكذا بعد الموت، ويمسح رأسه في المختار، ولا يؤخر غسل رجليه في وضوئه، واختلفوا في الاستنجاء، فعند أبي حنيفة: يلف خرقة على يده، ويغسل حتى يطهر الموضع، لأن مس العورة حرام، ويوضأ كل ميت بغسل إلا الصبي الذي لا يعقل، لأن الوضوء لا يثبت في حقه في حال الحياة، فكذا بعد الموت، ولا يحتاج في غسل الميت إلى النية. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١) لما فيه من تعظيم الميت وإكرامه بالرائحة الطيبة .

<sup>(</sup>٢) قوله: "وترًا" صفة لمصدر محذوف تقديره: تجميرًا وترًا، وكيفيته أن يطاف بالمجمر حوالي السرير إما مرة أو ثلاثًا أو خمسًا، ولا يزاد عليها، والإيتار لقوله عليه السلام: «إن الله وتريحب الوتر». (الجوهرة وغيرها)

 <sup>(</sup>٧) قوله: "ثم يضجع على شقه الأيسر [ليبدأ بشقه الأيمن]" وكيفية الغسل أن يضجع الميت على يساره،
 لأن السنة البداءة بالميامن وهو يحصل بذلك. (مسكين والفتح)

<sup>(</sup>١٢) قوله: "ويمسح بطنه مسحًا رقيقًا [وفي عدة نسخ: بالفاء من الرفق]" لم يذكر المصنف إلا غسلتين ولم

غُسلَه (۱)، ثُمَّ يَنشِفُه (۲) في تَوب، ويَدرُج (۲) في أكفَانِه، ويَجعَلُ الحَنُوطَ عَلَى رَأْسِه ولحيته (۱)، والكَافُورَ عَلَى مَسَاجِده (٥).

## والسُنّةُ أَن يُكَفَّنَ الرَجَلُ (١) في ثَلاثَةٍ أَثْوَابِ: إِزَارِ، وقَمِيصٍ، ولِفَافَةِ، فإن اقتَصَرُوا عَلَى

يذكر الثالثة، وهي بعد إقعاده يضجعه على شقه الأيسر، ويغسله، لأن تثليث الغسلات مسنون، ويسن أن يصبُ الماء عليه عند كل إضجاع ثلاتًا، وإذا زاد على الثلاث، أو نقص جاز، إن كان لحاجة. (فتح المعين)

(١٣) تحرَّزًا عن تلويث الأكفان. (ج)

(۱) قوله: "ولا يعيد غسله [لا وضوءه]...إلخ" لأنه عرف مرة بالنص، ولا يعاد وضوءه أيضًا خلافًا للشافعي، وقال ابن سيرين: يعيدون غسله، واعلم أنه يغسل الرجال الرجال، والنساء النساء، ولا يغسل أحدهما الآخر، فإن كان الميت صغيرًا لا يشتهى، جاز أن يغسله النساء، وكذا إذا كانت صغيرة لا تشتهى، جاز أن يغسلها الرجال، والمجبوب والخصى في ذلك كالفحل، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا لم يحدث بعد موته ما يوجب البينونة من تقبيل ابن زوجها أو أبيه، فإن حدث ذلك بعد موته لم يجز لها غسله، خلافًا لزفر، وأما هو فلا يغسلها، ويمنع من أن يمسها، لا من النظر إليها على الأصح، وقالت الأئمة الثلاثة: يجوز، لأن عليًا رضى الله عنه غسل فاطمة رضى الله عنها. قلنا: هذا محمول على بقاء الزوجية، لقوله عليه السلام: "كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي الموت إلا سببي ونسبي ونسبور ونسبي ونسبور ونسبي ونسبور ونسبي ونسبور ونسبي ونسبور ونسبي ونسبور والمورة وغيرها)

- (٢) لئلا يبلّ أكفانه. (ج)
- (٣) وفي نسخة: يجعله، والمآل واحد.
- (٤) قوله: "ويُجعل الحنوط [عطر مركّب من الأشياء الطيبة] على رأسه ولحيته لورود الأثر بذلك، وكذا يوضع الحنوط في القبر، لأنه عليه السلام فعل ذلك بابنه إبراهيم رضى الله عنه، وعن أبي حنيفة: أنه يجعل القطن في منخريه وفمه وصماحيه، الحنوط بفتح الحاء عطر مركب من أنواع الطيب غير الورس والزعفران في حق الرجال دون النساء. (فتح المعين والعيني)
- (٥) قوله: "والكافور على مساجده" يعنى جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وقدميه لفضيلتها، لأنه كان يسجد بها لله تعالى، فاختصت بزيادة الكرامة، والرجل والمرأة في ذلك سواء، وفي تخصيص الكافور أن الديدان والموذيات تهرب من رائحته. (الفتح والجوهرة)
- (٦) قوله: "والسنة [لما روى أنه على كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية -بفتح السين قرية باليمن] أن يكفن الرجل. . . إلخ أطلق السنة وهو واجب لأن معناه كيفية الكفن لا أصله، وأما هو فى نفسه فواجب، والكفن والحنوط من رأس المال، ويقدم على الدين، ومن لم يكن له مال، فكفنه على من تجب عليه نفقته فى حياته، فإن لم يكن له من بيت المال، فإن لم يكن هناك بيت المال يفرض على الناس أن يكفنوه.

ثم التكفين على ثلاثة أقسام: كفن السنة، وكفن الكفاية، وكفن الضرورة، فكفن السنة ثلاثة أثواب، وهو قوله: إزار وقميص ولفافة، والإزار من القرن إلى القدم، والقميص من حذاء العنق إلى القدم، وليس له كم ولاجيب، ولا دخريص، واللفافة من القرن إلى القدم، خلافًا للشافعي، لقول عائشة رضى الله عنها: كُفن عليه السلام في ثلاثة أثواب عائية بيض سحولية فيها عمامة ولا قميص، ولنا: ما روى عن عبد الله ابن سلول أنه سأل

ثُوبَينِ جَازَ<sup>(۱)</sup>، وإِذَا أَرَادُوا لَفَ اللِفَافَةِ عَلَيهِ، ابتَدَ قُوا بِالْجَانِبِ الأَيسَرِ<sup>(۲)</sup>، فأَلقُوهُ عَلَيهِ، ثُمَّ بِالأَيْمَنِ، فإن خَافُوا أَن يَنتَشِرَ الكَفَنُ عَنهُ عَقَدُوهُ (۱)، وتُكفِّنُ الْمَرَأَةُ في خَمسَةِ أَثُوابٍ وقَمِيصِ (۱)، وخِمَارٍ، وخِرقَة تُربَطُ بِهَا ثَلدَياهَا (۱)، ولِفَافَةٍ، فإن اقتَصَرُوا عَلَى ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ

النبي ﷺ أن يعطيه قميصه ليكفن به أباه الملعِون، فأعطاه. وعن عبدالله بن مغفل أنه ﷺ كفن في قميصه.

وقال ابن عباس: كفن على في ثلاثة أثواب، قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية. والحلة ثوبان، والعمل بما روينا أولى، لأنه فعل النبي على وما رواه فعل بعض الصحابة، وأيضًا هو معارض بما رويناه من حديث عبد الله بن مغفل وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم، والحال أكشف على الرجال لحضورهم دون النساء لبعدهن، وقال أحمد ومالك: يكفن في ثلاث لفائف فيها ليس قميص كما قال الشافعي رحمه الله، وليس في الكفن عمامة في ظاهر الرواية. وفي الفتاوى: استحسنها المتأخرون لمن كان عالمًا، ويجعل ذنبها على وجهه، بخلاف الحياة، فإن في الحياة يجعل ذنبها على قفاه بمعنى الزينة، وبالموت قد انقطع عن الزينة، كذا في "النهاية".

والخلق والجديد في الكفن سواء، وأحب الأكفان وأفضلها البيض، لقوله عليه السلام: «أحب الثياب إلى الله البيض فليلبسها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم» وسواء كان جديدًا أو غسيلا، وروى أن أبا بكر رضى الله عنه قال: "اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما، فقيل له: ألا نكفنك من الجديد؟ فقال: إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت إنما هو يوضع للبلي والمهل والصديد والتراب"، والمهل -بضم الميم-: القيح. (الجوهرة وفتح المعين)

- (۱) قوله: "فإن اقتصروا على ثوبين جاز" وهما اللفافة والإزار، وهذا كفن الكفاية، لقول صديق رضى الله عنه: «كفنونى فى ثوبين هذين» الحديث. ولأن أدنى ما يلبسه الرجل حال حياته ثوبان يخرج فيهما، ويصلى فيهما من غير كراهة، وأما الثوب الواحد فيكره إلا فى حالة الضرورة، فإنه لا يكره، لما روى أن حمزة رضى الله عنه كفن فى ثوب واحد، ومصعب بن عمير رضى الله عنه لم يوجد له شىء يكفن به إلا نمرة، فكانت إذا وضعت على رأسه تبدو رجلاه، وإذا وضعت على رجليه خرج رأسه، فأمر عليه السلام أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه شىء من الإذخر، وهكذا كان حال حمزة رضى الله عنه، وفى هذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفى خلافًا للشافعي، ولا بأس أن يكفن الصغير فى ثوب، والصغيرة فى ثوبين. (فتح المعين والجوهرة النيرة)
- (٢) قوله: "وإذا أرادوا لف اللفافة عليه ابتدأوا بالجانب الأيسر... إلخ" لأن الإنسان في حياته إذا ارتدى بدأ بالجانب الأيسر، ثم يثنى بالأيمن، فكذا بعد الموت، وكيفية تكفين الرجل أن تبسط اللفافة طولا، ثم يبسط عليها الإزار، ثم يقمص الميت، ويوضع على الإزار مقمصاً، ثم يعطف الإزار من شقه الأيسر على رأسه وسائر جسده، ثم يعطف من قبل شقه الأيمن كذلك، ثم اللفافة يعطف بعد ذلك كذلك ويشد. (الجوهرة)
  - (٣) صونًا عن الكشف. (الطائي)
- (٤) قوله: "وتكفن المرأة في خمسة أثواب. . . إلغ" لحديث أم عطية رضى الله عنها: "أنه عليه الصلاة والسلام أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب" ، واختلف فيها ، ففي مسلم أنها زينب رضى الله عنها ، وفي أبي داود أنها أم كلثوم ، وكيفية تكفين المرأة أن تلبس الدرع أولا ، وهو القميص ، ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ، ثم الخمار فوق ذلك ، ثم الإزار ثم اللفافة ، وتربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثدين ، ويكون القميص تحت الثياب كلها . (الجوهرة النيرة وفتح المعين)
- (٥) قوله: "وقميص" ويقال: القميص الدرع والخمار -بكسر الخاء المعجمة-: ما تغطى به المرأة رأسها، وطول الخمار ذراعان، وعرضه شبر، والخرقة طولها ثلاثة أذرع، وعرضها من تحت إبطيها إلى ركبتيها، وأما

جَازَ (')، ويَكُونُ الْخِمَار فَوقَ القَمِيصِ تَحْتَ اللَّفَافَةِ، ويُجعَلُ شَعرُهَا عَلَى صَدْرِهَا (')، ولا يُسَرّحُ شَعرُ الْمَيّتِ ولا لِحيَتُه ('')، ولا يُقَصّ ظُفْرُه، ولا يُقَصّ شَعرُه، وتُجمّرُ الأكفَانُ قَبلَ أن يُدرُجَ فِيهَا وِتْراً ('<sup>1</sup>)، فإذَا فَرَغُوا مِنهُ (°) صَلّوا عَلَيهِ (۱')، وأولَى النَاسِ بالإمَامَةِ عَلَيهِ السُلطَانُ ('') إن

الخرقة التي توضع على عورة الميت وقت الغسل فذراع ونصفه وعرضه ذراعان، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم، كذا في "چلپي".

- (٦) قوله: "وخرقة تربط بها ثدياها" وهي تكون تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص، والأولى أن تكون من الصدر إلى الركبتين. (فتح المعين)
- (١) قوله: "فإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز [وهو كفن الكفاية]" يعنى الإزار والخمار واللفافة، ويترك القميص والخرقة، وهذا كفن الكفاية في حقها، ويكره أن تكفن في ثوبين والمراهقة كالبالغة. (الجوهرة النيرة)
- (٢) قوله: "ويجعل شعرها على صدرها [فوق الدرع]" أى فوق الدرع ضفيرتين، وعند الشافعي يجعل ثلاث ضفائر، ويلقى خلف الظهر، لما روى عن أم عطية أنها فعلت هكذا في رقية بنت رسول الله تشخ رضى الله عنها. ولنا أن إلقاءها إلى ظهرها من جانب الزينة، وليست هذه بحال الزينة، ولا حجة له في حديث أم عطية، لأن ذلك كان فعلها، ولم يذكر في الحديث أن النبي تشخ علمها بذلك. (المستخلص)
- (٣) قوله: "ولا يسرح شعر الميت . . . إلخ" لأن ذلك زينة والميت منتقل إلى البلى والمهل ، أى الصديد والقيح ، ولأنه إذا سرح شعره انفصل منه شيء ، فاحتيج إلى دفنه معه ، فلا معنى لفصله عنه ، وقد روى أن ذلك ذكر لعائشة رضى الله عنها قالت: أتنصون موتاكم ، أى أتسرحون شعرهم ، يقال: نصاه إذا مدناصيته كأنها كرهت ذلك ، وكذا قص الشعر والظفر ، لأن فيهما قطع جزء منه ، فلم يسن بعد موته كالختان . (الجوهرة)
- (٤) قوله: "وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترًا" الأكفان جمع كفن، وهو اسم لهذه الثياب، وإنما قال الأكفان نظرا إلى تعدد الأثواب، وقوله وترًا بأن يدار المجمر ثلاثًا أو خمسًا، لما روى أن النبي على قال: "إذا جمرتم الميت فاجمروه وترًا". ولقوله عليه السلام: "إن الله وتريحب الوتر". والمقصود يحصل بالخمس، فما زاد عليه يكون إسرافًا، وجميع ما يجمر به الميت ثلاثة مواضع عند خروج روحه لإزالة الرائحة الكريهة، وعند غسله وعند تكفينه، ولا يجمر خلفه، لقوله عليه السلام: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار". وكذا يكره في القبر، كذا في "المستخلص" و"العيني"، المحرم في التكفين كالحلال والسقط يلف ولا يكفن كالعضو من الميت. (الفتح)
- (٥) قوله: "فإذا فرغوا منه، صلوا عليه" الصلاة على الميت ثابتة بمفهوم القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَلا تُصَلَّ عَلى أَحَد منهُم مَاتَ أَبداً﴾ والنهى عن الصلاة على المنافقين يشعر بثبوتها على المسلمين الموافقين، وثابتة بالسنة أيضًا، قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا على من قال لا إله إلا الله»، ولا خلاف في ذلك وهي فرض على الكفاية، ويسقط فرضها بالواحد، وبالنساء منفردات، وإذا لم يحضر الميت إلا واحد تعينت الصلاة عليه كتكفينه ودفنه. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "صلوا... إلخ" اعلم أن لصلاة الجنازة صفة وشرط وركن وسنن، أما صفتها فإنها فرض كفاية بالإجماع، (فيكفر منكرها، لأنه أنكر الإجماع) كدفنه وغسله وتجهيزه، فإنها فرض كفاية، كذا في "الدر المختار" نقلا عن "القنية"، وأما شرطها فستة، إسلام الميت، وطهارته ما لم يهل عليه التراب، وحضوره، ووضعه وكونه هو أو أكثره أمام المصلى، وكونه للقبلة فلا تصح على غائب ومحمول على نحو دابة، وموضوع خلفه، وصلاة

حَضَرَ، فإن لَم يَحضُرُ، فيَستَحِب تقديمُ إِمَامِ الْحَي (()، ثُم الوَلِي، فإن صَلّى عَلَيهِ غَيرُ الوَلِي (الوَلِي (المُكلطان أعَاد الوَلِي (المُكلطان أعَليهِ مَلك عَلى قَبرِه إلَى ثَلاثَة أيّامٍ (٥)، والا يُصلّى بَعدَ ذَلِك، ويقُومُ الْمُصلّى بحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيّت (١).

والصكلاةُ أَن يُكَبَّرَ تَكبِيرَةً يَحمَدُ اللهَ تَعَالَى عَقيبَهَا (٧) ثُم يُكبَّرَ تَكبِيرَةً، ويُصَلّى عَلَى النّبِي عَلَيهِ السّلامُ (٨) ثُم يُكبَّرَ تَكبِيرَةً ثَالِثَةً يَدعُو فِيهَا لنَفسِه وللمَيّتِ وللمُسلِمِينَ (٩) ثُم النبي عَلَيهِ السكلامُ النبي عَلَيهِ النباشي لقوته أو لخصوصيته .

وأما ركنها فشيئان: التكبيرات الأربع، فالأولى ركن أيضًا لا شرط، فلذا لم يجز بناء أخرى عليها والقيام، فلم يجز قاعدًا بلا عذر، وأما سننها فثلاثة: التحميدوالثناء والدعاء فيها كما في "الدر المختار" نقلا عن الزاهدى، ولو وضعوا الرأس موضع الرجلين صحت وأساؤوا إن تعمدوا. (الفتح)

- (٧) لأن في التقدم عليه استخفاف به، فالواجب تعظيمه.
- (١) لأن الميت رضيَه إمامًا في حال الحياة، فكذا بعد الممات.
  - (٢) والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح.
    - (٣) إن شاء؛ لأن الحق للأولياء فلهم الخيار.
- (٤) لأن الفرض يتأدّى بالأولى، والنفل بها غير مشروع. (ج)
- (٥) قوله: "صلى [وهذا على سبيل الاستحباب، وإلا فمحاذاة جزء من الميت لا بدمنه. الفتح والعيني] على قبره. . . إلخ "لأن النبي على صلى على قبر امرأة من الأنصار، وقوله: إلى ثلاثة أيام، هذا رواية عن أبى يوسف، وفي "الهداية": -قبل أن ينفسخ- ولم يقدره بثلاثة أيام، بل قال: المعتبر في ذلك أكبر الرأى، وهو الصحيح لاختلاف الحال والزمان والمكان، والذي يروى أن النبي على شهداء أحد بعد ثمانية سنين معناه دعا لهم. (الجوهرة وغيرها)
  - (٦) لأنه موضع القلب، وفيه نور الإيمان، فيكون القيام عنده إشارة إلى أنه يشفع لإيمانه.
- (٧) قوله: "يحمدالله تعالى عقيبها" وهو ظاهر الرواية، وقال بعضهم: يقول سبحانك اللهم وبحمدك كما في سائر الصلوات، وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة، فظاهره أنه لا يزيد: وجل ثناءك، وهو خلاف المحفوظ، وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة، لأنها صلاة من وجه ولا صلاة إلا بالفاتحة، ولما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنه من السنة.

ولنا قول ابن مسعود رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لم يوقت لنا في صلاة الجنازة قراءة، وفي "الخزانة": لا بأس بقراءة الفاتحة بنية الثناء، وإن قرأها بنية القراءة كره. (الفتح)

(٨) قوله: "ثم يكبر تكبيرة ويصلى على النبي ﷺ لأن الثناء على الله تعالى يليله الصلاة على النبي ﷺ، كما في الخطب والتشهد، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك

يُكَبَّرَ تَكبِيرَةً رَابِعَةً ويُسلِّمُ (١) و لا يَرفَعُ يَديهِ إلا في التَكبِيرَةِ الأولَى (١) و لا يُصلِّى عَلَى مَيّتٍ في مَسجد جَمَاعَة (٦) .

# فإذَا حَمَلُوهُ عَلَى سَرِيرِه، أَخَذُ وابقَوَائِمِه (١) الأربَع، ويَمشُونَ بِه مُسرِعِينَ دُونَ

حميد مجيد. وقال النبي ﷺ: «الأعمال موقوفة والدعوات محبوسة حتى يصلى على أولا وآخرًا». (الجوهرة)

(٩) قوله: "ثم يكبر تكبيرة ثالثة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين" معناه يدعو لنفسه لكي يغفر له، فيستجاب دعاءه في حق غيره، ولأن من سنة الأدعية أن يبدأ فيها بنفسه، قال الله تعالى: ﴿يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِر لَنَا وَلَاخُوانَنَا اللّهِينَ سَبَقُونَا بِالإِيْمَانِ ﴾، ﴿رَبّنَا اغْفِر لى وَلوَالدَى وَلِلمُؤمنِينَ ﴾، ﴿رَبّ اغَفِر لى وَلوَالدَى وَلِمَن دَخلَ بَيتِي مؤمنًا ﴾، ﴿رَبّ اغَفِر لى وَلاَنجِي ﴾، وليس فيه دعاء مؤقت، وإن تبرك بالمنقول فحسن، وقد روى أن النبي عَيْ كان يقول: «اللّهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا اللّهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان». وقد روى فيه زيادة : اللّهم إن كان زكيا فزكه، وإن كان خاطئًا فاغفر له وارحمه واجعله في خير مما كان فيه، واجعله خير يوم جاء عليه. هذا إذا كان بالغًا عاقلا، أما إذا كان صغيرًا أو مجنونًا، فليقل: اللّهم اجعله لنا فرطًا واجعله لنا ذخرًا واجعله لنا شافعًا ومشفّعًا، فإن كان لايحسن شيئًا من هذه الأدعية، قال: اللّهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات، ولا ينبغي أن يجهر بشيء من ذلك، لأن من سنة الدعاء المخافتة. (الجوهرة)

(۱) قوله: "ثم يكبر تكبيرة رابعة ويسلم" ولا يدعو بعدها بشيء ويسلم تسليمتين، ولا ينوى الميت فيهما، بل ينوى بالأولى من عن يمينه وبالثانية من عن شماله، كذا في الفتاوى، وبعض المشايخ استحسن أن يقال بعد التكبيرة الرابعة: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدِّنَيَا حَسَنَةً وفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ الآية، واستحسن بعضهم ﴿رَبَّنَا لا تُزغْ قُلُوبَنَا بَعدَ إِذْ هَدَيتَنَا ﴾ الآية، وبعضهم ﴿رَبَّنَا لا تُزغْ قُلُوبَنَا بَعدَ إِذْ هَدَيتَنَا ﴾ الآية، وبعضهم ﴿سُبحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّة عَمّا يَصفِهُونَ ﴾ إلى آخر السورة، إلا أن ظاهر المذهب أن لا يقول بعدها: شيئًا إلا السلام. (الجوهرة)

(۲) قوله: "ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى" خلافًا للشافعي رحمه الله، فإنه يرفع في كل تكبيرة، لأن ابن عمر رضى الله عنه كان يفعل ذلك، ولنا ما رواه الدارقطني عن ابن عباس وأبي هريرة رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة، ثم لا يعود، ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، والركعة الثانية والثالثة والرابعة لا ترفع فيها الأيدى، فكذا تكبيرات الجنازة. (ج والفتح)

(٣) قوله: "ولا يصلى . . . إلخ" أى الصلاة على الجنازة في مسجد جماعة مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى في المسجد على ميت فلا أجر له، وفي رواية فلا شيء له، رواه أبو داود، وأما المسجد الذي بني لصلاة الجنازة، فلا يكره فيه، وعند الشافعي وأحمد لا بأس بها في مسجد جماعة، لأن رسول الله على حنازة سهيل بن بيضاء في المسجد، ولأنها دعاء وصلاة، فالمسجد أولى .

ولنا ما روينا، ولأنه لأداء المكتوبات فيه، ويحتمل تلويث المسجد، وتأويل ما رواه أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليه في المسجد لعذر الاعتكاف، وقيل: للمطر، كذا في "العيني" و"المستخلص".

(٤) قوله: "فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع" به وردت السنة، قال عليه السلام: "من حمل جنازة بقوائمها الأربع غفر الله له مغفرة حتمًا». وحمل الجنازة عبادة، فينبغى لكل أحد أن يبادر في العبادة، فقد حمل الجنازة سعد بن معاذ رضى الله عنه، وكيفية الحمل أن تضع أيها المخاطب مقدم الجنازة على يمينك ثم مؤخرها على يمينك، ثم مقدمها على يسارك، ثم مؤخرها على يسارك إيثاراً

# النَّحَبَبِ (١)، فإذَا بَلَغُوا إِلَى قَبرِه، كُرِهَ للنَّاسِ أَن يَجلِسُوا قَبلَ أَن يُوضَعُ مِن أَعنَاقِ الرِجَالِ (١)، ويُحفَرُ الْقَبرُ (٢) ويُلحَدُ (١)، ويُد حَلُ الْمَيَّتُ ممَّا يَلي القبلَةَ (٥).

للتيامن، وهكذا في حالة التناوب، كذا في "الهداية". (الجوهرة)

(١) قوله: "مسرعين دون الخَبَب. . . إلخ" لقوله عليه السلام: "عجلوا بموتاكم فإن يكن خيرًا قدمتموه إليه وإن يك خيرًا قدمتموه إليه وإن يك شرا ألقيتموه عن أعناقكم". ولأنه عليه السلام حين سئل عنه قال: "ما دون الخبب" أخرجه الترمذي . والخبب ضرب من العدو دون العنق، والعنق خطو فسيح والمشي خلفها أفضل، ولو مشي أمامها لا بأس به . (الجوهرة وغيرها)

(٢) قوله: "كره للناس أن يجلسوا قبل أن يوضع . . . إلخ " لقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتبع الجنازة فلا يجلس قبل أن توضع». ولأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون والقيام أمكن منه ، وهذا في حق المشيع وأما القاعد إن مرت عليه فلا يقوم لها ، وإذا رأى الجنازة يقول: هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيمانًا وتسليمًا ، وليتكثر من التسبيح والتهليل خلف الجنازة ، ولا يتكلم بشىء من الدنيا ، ولا ينظر يمينًا وشمالا ، فإن ذلك يقسى القلب ، كذا في "فتح المعين".

وفى "المصابيح": ما يدل على كراهية الركوب، قال فيه عن ثوبان، قال: خرجنا مع رسول الله على في جنازة فرأى قوما ركبانًا، فقال: ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. ولأن الركوب تنعم وتلذذ، وذلك لا يليق في مثل هذه الحالة، لأن هذه حسرة وندامة وعظة واعتبار. (الجوهرة)

(٣) قوله: "ويحفر القبر" إنما أخر الشيخ ذكر القبر لأنه آخر جهاز الميت، وينبغى أن يكون مقدار عمقه إلى صدر رجل وسط القامة، وكل ما زاد فهو أفضل، لأن فيه صيانة الميت عن السباع، ولو حفروا قبرًا فوجدوا فيه ميتًا أو عظامًا، قيل: يحفرون غيره ويدفنون هذا، إلا أن يكون قد فرغ منه، وظهر فيه عظام، فإنهم يجعلون العظام في جانب القبر، ويدفنون الميت معها. (الجوهرة)

(٤) قوله: "ويلحد" لقوله عليه السلام: «اللحد لنا والشق لغيرنا». واللحد أن يحفر في جانب القبلة من القبر حفيرة، فيوضع فيها الميت، وقال الشافعي رحمه الله: السنة الشق، واحتج أن أهل المدينة توارثوا الشق، وتوارثهم حجة، والشق أن تحفر حفرة في وسط القبر، فيوضع فيها الميت.

ولنا ما مر من قوله عليه السلام: «اللحد لنا» الحديث. وروى أن النبى على لما توفى اختلف الناس أن يشق أو يلحد، وكان أبو طلحة الأنصارى لحادًا، وأبو عبيدة بن الجراح شقاقًا، فبعثوا رجلا إلى أبى طلحة، ورجلا إلى أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنهما، فقال عباس بن عبد المطلب: اللهم اختر لنبيك أحب الأمرين إليك، فوجد أبا طلحة من بعث إليه، وكان عباس مستجاب الدعوة، وتوارث أهل المدينة المنورة الشق لضعف أراضيهم فينهار اللحد، فإن كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق، واتخاذ النابوت من حجر أو حديد ويفرش فيه التراب. (المستخلص والعينى وغيرهما)

(٥) قوله: "ويدخل الميت مما يلى القبلة" بأن توضع الجنازة في جانب القبلة من القبر، ويحمل منه الميت، فيوضع في اللحد، فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ، وهو مذهب على بن أبى طالب رضى الله عنه ومحمد بن الحنفية وإسحاق بن راهويه وإبراهيم التيمي، وعند الشافعي رحمه الله يسل من قبل رأسه، لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه السلام سل سلا من قبل رأسه.

ولنا حديث ابن مسعود رضى الله عنه: "أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الميت من قبل القبلة"، وعن ابن عباس: "أنه عليه السلام دخل قبراً ليلا، فأسرج له سراج، وأخذ الميت من جهة القبلة"، وقد اضطربت الروايات فإذَا وُضِعَ فِي لَحده، قَالَ الذي يَضَعُه: «بِسمِ الله (۱) وعَلَى مِلّةِ رَسُولِ الله ويُوجَّهُه إلَى القِبلَة (۲) ، ويُحِلُّ العُقدَة (۲) ، ويُحِلُّ العُقدَة (۲) ، ويُسوّى اللّبِنَ عَلَى اللّحَد (۲) ، ويُحرَّ والْخَشَبُ (۱) . ولا بَأْسَ بِالقَصَبِ (۲) ، ثُمّ يُهَالُ التُرَابُ عَلَيه (۷) ، ويُسنَّمُ القَبرُ (۸) ولا يُسَطِّحُ ، ومَن استَهَلَّ

فى إدخاله عليه السلام، فإن إبراهيم التيمى روى أنه عليه السلام أخد من قبل القبلة ولم يسل سلا، والسل أن توضع الجنازة فى مؤخر القبر بحيث يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه قبل الواقف إلى القبر من جهة رأسه، ولئن صح السل لم يعارض ما روينا، لأنه فعل بعض الصحابة، وما رويناه فعل النبى رفي ويحتمل أنه عليه السلام سل لأجل ضيق المكان أو لخوف أن ينهار اللحد لرخاوة الأرض، وهذا أى الدخول من جانب القبلة عندنا إذا لم يخش على القبر أن ينهار، أما إذا خشى ذلك فإنه يسل من قبل رأسه لأجل الضرورة. (الفتح والجوهرة)

- (١) قوله: "بسم الله" أي بسم الله وضعناك وعلى ملة رسول الله سلمناك، هكذا روى الطبراني عن ابن عمر رضى الله عنه على ملة رسول الله، أي على شريعته، ولا بأس أن يدخله قبره من الرجال شفع أو وتر، لأن النبي على أدخله قبره على والعباس والفضل بن عباس وصهيب، وكذا في "الجوهرة" و "الطائي" و "العيني".
- (٢) قوله: "ويوجهه إلى القبلة [وجوبًا]" أى يوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، لقوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه حين مات رجل من بني عبد المطلب، فقال: يا على استقبل القبلة استقبالا وقولوا: جميعًا: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وضعوه بجنبه، ولا تكبوه لوجهه، ولا تلقوه لظهره. (الجوهرة ومسكين)
- (٣) قوله: "ويحلّ العقدة" لأنها إنما فعلت لئلا تنتشر الأكفان، وقد أمن من ذلك، وإن دفنت معه فلا بأس. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "ويسوى اللبن على اللحد" لما روى أنه وضع على قبر رسول الله على لبن وطن من القصب، وروى أنه عليه السلام رأى فرجة في قبر، فأخذ مدرة وناولها الحفار، وقال سدبها تلك الفرجة، وروى عن سعيد بن العاص أنه قال: اجعلوا على قبرى اللبن والقصب، لأنهما وضعا على قبر رسول الله على وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما، ولأنهما يمنعان ما يهال من التراب على القبر من الوصول إلى الميت. (المستخلص)
- (٥) قوله: "ويكره الآجر والخشب" لأنهما لإحكام البناء، والقبر موضع البلاء، وما عللوا كراهة الآجر بأن فيه أثر النار، وكذا يغلى الماء بالسدر والحرض، بأن فيه أثر النار، وكذا يغلى الماء بالسدر والحرض، وإغلاءه بالنار وكراهتهما في صورة يكونان حوله، أما لو كان فوق القبر لا يكره، لأنه يكون عصمة من السبع وصيانة عن النبش، كذا في "العيني" و"الفتح".
- (٦) قوله: "ولا بأس بالقصب. . . إلخ" أي غير المنسوج، أما المنسوج فيكره عند بعضهم، والمنسوج المحبوك، في "" الجامع الصغير "" : ويستحب اللبن والقصب، لأنه عليه السلام جعل على قبره طن من قصب والطن بالضم هو الحزمة من القصب.
- (٧) قوله: "ثم يهال [أى يصبّ] التراب عليه" ولا بأس بأن يهيلوا بأيديهم وبالمساحى، وبكل ما أمكن، ولا يزاد على الذي أخرج منه، لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء. ولا بأس برش الماء على القبر حفظًا لترابه عن الاندراس، ويستحب لمن شهد دفن ميت أن يحتو في قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعًا، ويكون من قبل رأس الميت، ويقول في حثيته الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى، وفي كتاب النورين: من أخذ من تراب القبر بيده، وقرأ عليه سورة القدر سبعًا، وتركه في القبر لم يعذب

# مختصر القدورى كتاب الصلوة المعدوري كتاب الصلوة بعد الولادة (۱)، سُمّى وغُسِلَ وصُلّى عَليه، وإن لَم يَستَهِلّ، أدرِجَ في خِرقَة، ودُفِنَ ولَم يُصَلّ

#### بابُ الشَهيد (٣)

## الشَّهِيدُ (١) مَن قَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ (٥) أو وُجِدَ في الْمَعرَكَةِ (٦) وبِه أَثْرُ الْجَرَاحَةِ (٧) أو قَتَلَهُ

صاحب القبر. (الفتح والجوهرة)

(٨) قوله: "ويسنّم القبر" لرواية البخاري عن سفيان أنه رأى قبره عليه السلام مسنّمًا، وقوله: ولا يسطح، أي لا يربع، وقال الشافعي: يسطح، لما روى أنه عليه السلام جعل قبر ابنه مسطحًا، ولنا ما روينا عن سفيان، وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: أخبرني من رأى قبر رسول الله ﷺ وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنها مسنمة، ولأن التربيع من صنيع أهل الكتاب، والتشبه بهم فيما بدمنه مكروه، وأما جعل قبر ابنه مسطحًا، فكان في ابتداء الأمر، أو للضررورة. (فتح المعين والمستخلص وغيره)

(١) قوله: "ومن استهل "[أي رفع الصوت بالبكاء عند ولادته، أو يوجد به ما يدل على الحياة من تحريك عضو، أو عطاس، أو تثاؤب، أو غير ذلك. الجوهرة] ولو شهدت القابلة باستهلاله قبلت في حق الصلاة عليه، وكذا الأم، وأما في حق الميراث فلا يقبل قول الأم بالإجماع، لأنها متهمة، وأما القابلة فلا تقبل أيضًا في حق الميراث عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما تقبل إذا كانت عدلة، كذا في الخجندي -والله أعلم-. (الجوهرة)

(٢) وفي الغسل روايتان، الصحيح أنه لا يغسل، وقال الطحاوي: يغسل، وفي "الهداية" يغسل في غير الظاهر من الرواية، وهو المختار. (ج)

(٣) قوله: "باب الشهيد" إنما أفرد هذا الباب عما قبله وإن كان الكل في حكم الموتى، لأن حكم الشهيد يخالف عما قبله في حق التكفين والغسل، والمناسبة بين البابين أن الشهيد ميت وإن كان بسبب، لأنه ميت بعمره، وهو فعيل بمعنى مفعول، أي مشهود له بالجنة بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرِي مِنَ الْمُؤمنِينَ أنفُسَهُم﴾.

وفي "المعراج": النص قوله عليه السلام: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ببذلهم نفوسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى حين جمع رجلين من الشهداء في قبر واحد»، أو بمعنى فاعل، لأنه حي عند الله وحاضر أو لأن عليه شاهدًا يشهد حاله وهو دمه وشجه وجرحه، ولأن روحه شهدت دار السلام، وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة، أو لقيامة بشهادة الحق حين قتل، أو لأنه شهد عند خروج روحه ماله من الثواب. (الفتح)

- (٤) هذا التعريف للشهيد الذي لا يغسل إكرامًا لا لمطلق الشهيد، لأنه أعم من ذلك.
  - (٥) وفي حكمهم البغاة وقطاع الطريق.
    - (٦) أي موضع القتال .

(٧) قوله: "وبه أثر الجراحة" قيد بالأثر ليدل على أنه قتيل، لا ميت حتف أنفه، وإن لم يكن به أثر، فالظاهر أنه ميت حتف أنفه، ويحتمل أنهم قتلوه، فلا يكون شهيدًا بالشك، والدم وإن كان يسيل عن موضع يعتاد خروج الدم عنه كالأنف والفم والدبر غسل، لأنه ليس بقتيل، وإن كان من موضع غير معتاد كالأذن والعين لا يغسل لأنه قتيل. (المستخلص) الْمُسلِمُونَ ظُلمًا (۱)، ولَم يَجِبْ بقَتلِه ديَةٌ (۲)، فيُكَفِّنُ ويُصَلِّى عَلَيه والأيُغسَلُ (۲)، وإذَا استُشهِدَ الْجُنُبُ غُسلَ (۱) عند أبى حَنيفَة رَحمَهُ الله، وكَذَ لكَ الصَبي (۵).

(١) قوله: "أو قتله المسلمون [أو ذمّيّون] ظلمًا [بغير حقّ]" قيد بالظلم احترازًا عن الرجم في الزنا والقصاص والهدم والغرق وافتراس السبع والتردي من الجبل وأشباه ذلك. (الجوهرة)

(٢) قوله: "و [والحال أنه] لم يجب بقتله دية [بل قصاص، مبتدأة]" بل قصاص، فكل قتل يتعلق به وجوب القصاص فالمقتول شهيد حتى لو قتل عمدا وصالح أولياء على مال فهو شهيد، والمراد بالدية دية مبتدأة للا يلزم عليه ما إذا قتل الأب ولده، فإنه تجب الدية وهو شهيد، لأنها ليست مبتدأة، بل الواجب أولا القصاص، ثم سقط بالشبهة ووجب الدية بعد ذلك، وتحرز أيضًا عما إذا قتل ظلمًا، ووجب بقتله الدية كالمقتول خطأ، أو قتل ولم يعلم قاتله في المحلة، فإنه ليس بشبهة، والمراد بالشهيد المنفى الشهيد الذي لم يغسل، وإلا فهو شهيد، لأنه قتل بغير حق. (الجوهرة والفتح ومسكين وغيرها)

(٣) قوله: "ويصلى عليه ولا يغسل" وقال الشافعي رحمه الله لا يصلى ولا يغسل؛ لرواية جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه عليه السلام أمر بدفن شهداء أحد بدماءهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، ولأن الصلاة شفاعة، وهم مستغنون عنها، ولأن الله تعالى وصف الشهداء بأن هم أحياء، والصلاة إنما هي على الموت، ولأن السيف محا الذنوب فأغنى عن الشفاعة له، والصلاة هي شفاعة. ولنا ما رواه ابن عباس وابن الزبير رضى الله السيف محا الذنوب فأغنى عن الشفاعة له، والصلاة هي شفاعة تسعة وحمزة عاشرهم، فيصلى عليهم، وقال عنهم أنه كصلى على شهداء أحد مع حمزة، فكان يؤتى بتسعة تسعة وحمزة عاشرهم، فيصلى عليهم، وقال عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: "صلوا على من قال لا إله إلا الله" ولأن الصلاة على الميت لإظهار كرامة، والشهيد أولى بها، والطاهر عن الذنوب لا يستغنى عن الدعاء كالنبي والصبى، وأما قوله: إن الشهيد حي، قلنا: هو حي في أحكام الآخرة، كما قال الله تعالى: ﴿بَلُ أَحَياءٌ عِنْدَ رَبّهم ﴾ وأما في أحكام الدنيا فهو ميت حتى إنه يورث ماله، وتتزوج امرأته، وحديث جابر ناف، وما رويناه مثبت، فكان العمل به أولى، ولأن ما رويناه يوافق أولى، ولأن جابراً كان مشغولا في ذلك الوقت، لأنه استشهد الأصل، وما رواه يخالف، فالأخذ بما هو يوافق أولى، ولأن جابراً كان مشغولا في ذلك الوقت، لأنه استشهد حاضراً حين صلى عليهم، فروى ما عنده، ومن لم يغب عن النبي من أخبر أنه عليه الصلاة والسلام صلى عليهم، وهو كما روى عن أسامة أنه عليه السلام دخل البيت ولم يصل فيه، وكان قد خرج لطلب الماء، وروى عليه السلام صلى فيه، أخذ الناس بروايته، لأنه لم يغب. (من "الزيلعي" و "الفتح" و "المقتح" و "الجومة")

(٤) قوله: "وإذا استشهد... إلخ" اعلم أن شروط صحة الشهادة عند أبي حنيفة كون المقتول طاهرًا من الجنابة ومكلفا حتى لو استشهد الجنب أو الصبى يغسل عنده، وعندهما القتل على طريق الشهادة أقيمت مقام الغسل المعروف كالذكاة أقيمت مقام الدباغ في طهارة الجلد، بدليل أنه يرفع الحدث، ولأبي حنيفة ما روى: أن حنظلة بن أبي عامر لما استشهد جنبًا غسلته الملائكة، حتى قال عليه السلام: "إن صاحبكم حنظلة لغسلته الملائكة، فسأل عليه السلام أهله ما باله؟ فقالت: خرج وهو جنب حين سمع النداء، ولأن الشهادة عرفت مانعة من حلول النجاسة التي حصلت بالموت لا رافعة لنجاسة التي كانت من قبل، وأما الحائض والنفساء إذا استشهدتا، فإن كانت شهادتهما بعد انقطاع الدم قبل الغسل فالكلام فيهما وفي الجنب سواء، وإن كان قبل الانقطاع ففيه روايتان. وأما الصبى فوجه قولهما: إنه مقتول ظلمًا فكان شهيدًا كالبالغ، لأن سقوط الغسل عن الشهيد لإبقاء أثر

المظلومية في القتل ليكون إكرامًا له، والمظلومية في حق الصبي أشد، فكان أولى، ولأن القتل ظلمًا لما لا يوجب

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ: لا يُغسَلان، ولا يُغسَلُ عَن الشَهِيد دَمُه، ولا يُغسَلُ عَن الشَهِيد دَمُه، ولا يُغنَ عُنهُ ثِيَابُه (۱) ويُنزَعُ عَنهُ الفَروُ والْحَشْوُ (۱) والحُفَّ والسِلاحُ (۱) ، ومَن أُرْتُثَ غُسِلَ (۱) والارتِثَاثُ: أَن يَأْكُلَ، أَو يَشرَبَ، أَو يُدَاوِى (۵) ، أَو يَبقَى حَيّا، حَتّى يَمضِى عَلَيهِ وَقْتُ صَلاةٍ والارتِثَاثُ: أَن يَأْكُلَ، أَو يَشرَبَ، أَو يُدَاوِى (۵) ،

تطهير غير الطاهر من الذنب، فلأن لا يوجب تطهير الطاهر أولى. ولأبى حنيفة رحمه الله: أن السيف كفي عن الغسل في حق شهداء أحد لوصف كونهم طهورًا عن الذنب، ولا ذنب للصبى، فلا يكون في معناهم، وما ذكرا من معنى الطهارة غير سديد، لأن سقوط الغسل غير مبنى على الطهارة بدليل أن الأنبياء يغسلون مع أنه لا ذنب لهم كالصبى، فكيف يطهر السيف، فكان الموت والقتل في حقه سواء. (المستخلص)

- (٥) والمجنون.
- (١) قوله: "ولا يغسل عن الشهيد دمه" ولا ينزع عنه ثيابه" لأنه عليه الصلاة والسلام لم يغسلهم، وقال: «زملوهم بكلومهم ودماءهم فإنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا وهو يأتي يوم القيامة وأوداجه تشخب دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك»، ويفهم من قوله على: «زملوهم بكلومهم ودماءهم»، أنه لا ينزع عنهم ثيابهم. (الفتح وغيرهم)
- (٢) قوله: "وينزع عنه الفرو. . . إلخ" لأنه إنما لبس هذه الأشياء لدفع بأس العدو، وقد استغنى عن ذلك،
   والحاصل أن ما ليس من جنس الكفن ينزع. (الجوهرة وغيرها)
  - (٣) وكذا القلنسوة .
- (٤) قوله: "ومن ارتت عسل [لأنه نال مرافق الحياة]" والأصل فيه ما روى أن عمر رضى الله عنه حمل إلى بيته فعاش يومين ثم مات، فغسل مع أنه كان شهيداً، وكذا غسل على رضى الله عنه، وسعد بن معاذ رضى الله عنه، وأما عثمان رضى الله عنه أجهز عليه في مصرعه ولم يرتث فلم يغسل، وارتت على ما لم يسم فاعله، أى حمل من المعركة رثيتًا، أى جريحًا وبه رمق، والرث الشيء الخلق، أى المبلى، وهذا صار خلقًا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة، لأن بذلك يخف أثر الظلم، فلا يكون في معنى شهداء أحد فيغسل، لأن شهداء أحد ماتوا عطاشًا والكأس يدار عليهم، فلم يشربوا خوفًا من نقصان الشهادة.
- ويروى أنهم طلبوا ماء، فكان الساقى يطوف عليهم، وكان إذا عرض الماء على إنسان منهم أشار إلى صاحبه حتى ماتوا كلهم عطاشا، فإن أوصى إن كان بأمور الآخرة لم يكن مرتقا عند محمد وهو الأصح، لأنه من أحكام الأموات وعند أبى يوسف يكون مرتقا، لأنه ارتفاق، فإن كان بأمور الدنيا، فهو مرتث إجماعا، وجه قول محمد ما روى أن سعد بن الربيع أصيب يوم أحد، فلما فرغ من القتال سأل عنه النبي على فقال: من يأتينى بخبر سعد بن الربيع، فقال رجل: أنا يا رسول الله، ثم جعل يسأل عنه، فوجده في بعض الشعاب وبه رمق، فقال له: إن رسول الله يله يقلي يقرأ لك السلام، ففتح عينيه، ثم قال: أقرأ رسول الله منى السلام، وأخبره أن بى كذا وكذا طعنة كلها أصابت مقاتلى، وأقرأ المهاجرين والأنصار منى السلام، وقل لهم: إن بى جراحات كلها أصابت مقاتلى، فلا عذر لكم عند الله إن قتل رسول الله يله وفيكم عين تطرف، ثم مات فكان من جملة الشهداء، فلم يغسل فلا عذر الله تعالى، وأيضاً يعلم أن الارتثاث لا يعتبر إلا بعد تصرم القتال. (المستخلص والفتح وج) هو شهيد عند الله تعالى، وأيضاً يعلم أن الارتثاث لا يعتبر إلا بعد تصرم القتال. (المستخلص والفتح وج)
  - (٥) لأنه نال بعض مرافق الحياة .

# مختصر القدورى كتاب الصلوة وهُو يَعقِلُ (۱۹۰ أو يُنقَلَ مِن الْمَعرَكَةِ حَيّا (۲) ومَن قُتِلَ في حَدّ أو قِصَاصٍ ، غُسِلَ وصُلّى عَلَيهِ(")، ومَنْ قُتِلَ مِن البُغَاةِ أو قُطَّاعِ الطَرِيقِ لم يُصَلَّ عَلَيهِ (١).

# بابُ الصكلاة في الكَعبَة (٥) الصَلاةُ في الكَعبَةِ جَائِزَةٌ (١٦) فَرضُهَا ونَفْلُهَا، فإن صَلَّىٰ الإمَامُ فِيهَا بِجَمَاعَةِ، فجعَلَ

(١) قوله: "أو يبقى حيّا حتى يمضى عليه وقت صلاة وهو يعقل" لأن تلك الصلاة تصير دينًا في ذمته، وذلك من أحكام الأحياء، وعن أبي يوسف: أنه شرط أن يبقى تُلثي نهار، قال في المنظومة في مقالات أبي يوسف، ويغسل المقتول إن أوصى بشيء، أو انقضى ثلثا نهار وهو حي، وعن محمد: يوم وليلة وفي "نوادر بشر "عن أبي يوسف: إذا مكث في المعركة أكثر من يوم وليلة حيًّا، والقوم في القتال وهو يعقل فهو شهيد، والارتثاث لا يعتبر إلا بعد تصرم القتال أي انقطاعه. (الجوهرة)

- (٢) قوله: "أو ينقل من المعركة حيّا" وهو يعقل؛ لأنه نال به بعض مرافق الحياة إلا إذا حمل من مصرعه كيلا تطأه الخيول، لأنه ما نال شيئًا من الراحة، فكمل أثر الظلم. (الجوهرة والفتح)
- (٣) قوله: "ومن قتل في حد أوقصاص غسل [لأنه لم يقتل ظلمًا] وصلى عليه" لأنه ليس بمقتول ظلمًا، لأنه بذل نفسه لإيفاء حق مستحق، ومن كان كذلك لم يكن في معنى شهداء أحد، لأنهم بذلوا أنفسهم لابتغاء مرضاة الله تعالى، فلا يلحق بهم. (المستخلص)
- (٤) قوله: "لم يصل عليه" لأن عليًّا رضي الله عنه لم يصل على أهل النهروان، أي الخوارج ولم يغلسهم، فقيل له أهم كفار، فقالوا: إخواننا بغوا علينا، فأشار إلى العلة وهو البغي، ولأنه قتل ظالمًا لنفسه محاربًا للمسلم كالحربي فلا يغسل، ولا يصلي عليه. (فتح المعين)
- (٥) قوله: "باب الصلاة في الكعبة" لما فرغ من الصلاة خارج الكعبة شرع في الصلاة فيها، وختم بهذا الباب كتاب الصلاة ليكون الختم بصلاة متبركة بمكانها، وقد بين وجه المناسبة هكذا: إن قتل الشهيد أمان له من العذاب، وكذا الكعبة أمان أيضًا لقوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلُه كَانَ آمِنًا﴾ وقال بعض الشراح: مناسبة هذا الباب بباب قبله، وهو أن الصلاة في الكعبة مستقبل من وجه ومستدبر من وجه، وكذلك الشهيد حي عندالله وميت عند الناس، والكعبة هي بيت الحرام، سميت بذلك لتربيعها، وقيل لثبوتها وارتفاعها، ومنه الكعب في الرجل وكعوب الرمح، وجارية كاعب، والكعبة عندنا اسم للبقعة المعينة، سواء كان هناك بناء أو لا، وعند الشافعي اسم للبناء والبقعة. (الفتح والجوهرة وغيرهما)
- (٦) قوله: "جائزة فرضها ونفلها. . . إلخ" وقال الشافعي: لا تصح الصلاة فيها مطلقًا ولا فوقها إلا بسترة، وقال مالك لا يصح فيها الفرض، لأن المصلى في جوف الكعبة إن كان مستقبلا جهة من الكعبة كان مستدبرًا جهة أخرى، والصلاة مع استدبار القبلة لا يجوز، ويجوز النفل، لأن باب النفل أوسع، وذلك لأنه مستدبر من وجه، ولنا أن شرط الجواز استقبال جزء من الكعبة، وإنما يتعين الجزء قبلة له بالشروع، ومتى صار قبلة فاستدبار غيرها لا يكون مفسدًا، لأن الاستدبار المفسد الذي يتضمن ترك الاستقبال أصلا، وروى عن بلال رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام دخل في البيت وصلى فيه. (الفتح وغيره)

بعَضُهُم ظَهرَه إلى ظَهرِ الإمَامِ جَازَ<sup>(۱)</sup>، ومَن جَعَلَ منهُم وَجهَه إلى وَجْهِ الإمَامِ جَازَويُكرَهُ، ومَن جَعَلَ منهُم ظَهرَه إلى وَجْه الإمَام لَم تَجُزُ صَلاتُه (۲).

وإذَا صَلَّى الإمَامُ فى الْمَسجِدِ الْحَرَامِ تَحَلّقَ النَاسُ حَولَ الكَعبَةِ (٣)، وصَلّوا بصَلاةِ الإمَامِ، فمَن كَانَ مِنهُم أَقرَبُ إِلَى الكَعبَةِ مِن الإمَامِ جَازَت صَلاتُه إِذَا لَم يَكُن فى جَانِبِ الإمَامِ (١)، ومَن صَلّى عَلَى ظَهرِ الكَعبَةِ، جَازَت صَلاتُه (٥).

<sup>(</sup>١) قوله: "جاز . . . إلخ" لأنه متوجه إلى القبلة، ولا يعتقد أمامه على الخطأ بخلاف مسألة التحرى، يعنى إذا صلوا بجماعة في ليلة مظلمة بالتحرى، فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام، وقد علم حال إمامه لا يجوز صلاته، لأنه اعتقد إمامه على الخطأ، كذا في "البناية".

<sup>(</sup>٢) لتقدمه على إمامه. (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: "تحلق الناس. . . إلخ" أى يقومون حولها واستقبلوا القبلة ، بذلك جرى التوارث. وصورته هكذا :

مقتدى مقتدى مقتدى مقتدى مقتدى المقتدى الم

<sup>(</sup>٤) قوله: "إذا لم يكن في جانب الإمام [فصار كمن صلى خلفه]" فلو كان في جانبه وكان أقرب إلى الكعبة من الإمام، لم يصح، لأنه تقدم على الإمام، وإن لم يكن في جانب الإمام، وكان أقرب أو أبعد إلى الكعبة من الإمام، جازت صلاته، لأن التقدم والتأخر إغا يظهر عند اتحاد الجانب، وعند الاختلاف لا. (العيني والطائي وغيرهما)

<sup>(</sup>٥) قوله: "جازت صلاته. . . إلخ" خلافًا للشافعي، لأن القبلة عنده هي البناء، ولنا أن الكعبة هي العرصة والهواء إلى عنان السماء دون البناء، لأنه ينقل، ألا ترى أنه لو صلى على جبل أبى قبيس جاز، ولا بناء بين يديه على أنه رفع البناء في عهد ابن زبير وحجاج، وكانت صلاة الناس جائزة إلا أنه يكره لما فيه من ترك التعظيم، وقد ورد النهى عنه، وهو ما روى أبو هريرة: «أن النبي عن الصلاة في سبع مواضع المجزرة والمقبرة والحمام وقوارع الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله». (الفتح وغيره)

#### كتابُ الزّكاة<sup>(١)</sup>

## الزَكَاةُ وَاجِبَةٌ (٢) عَلَى الْحُرّ الْمُسلِم البَالِغ العَاقِلِ (٢) إِذَا مَلَكَ نِصَابًا كَامِلا (١) مِلْكًا

(۱) قوله: "كتاب الزكاة . . . إلخ" قرنها بالصلاة اقتداء بما ذكر الله تعالى في القرآن ﴿ وَأَقْيِمُوا الصّلاةَ وَ آتُوا الزّكَاةَ ﴾ وكذلك في السنة : «بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث، ولأن قرانها بالصلاة في اثنين وثلاثين موضعًا في التنزيل، دليل على كمال الاتصال بينهما، وأما تقدم الصلاة عليها فلأنها حسن في نفسه، وهي حسن بالواسطة، فكانت هي أحط رتبة من الصلاة، ولأن الصلاة تجب على جميع البالغين العاقلين، بخلاف الزكاة .

وقال بعضهم: مناسبة هذا الكتاب بكتاب قبله أن المشروعات خمسة عبادات واعتقادات ومعاملات وعقوبات وكفارات، والعبادات خمسة: الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد، وترجع العبادات الخمس إلى ثلاثة أنواع: بدنى محض كالصلاة والصوم والجهاد، ومالى محض كالزكاة، ومركب منهما كالحج، فكان ينبغى أن يكون الصوم قبل الزكاة، لأنه بدنى إلا أن المصنف اتبع القرآن، قال الله تعالى: ﴿ أقيمُوا الصلاة وَ آتُوا الزّكاة ﴾ وكذلك وقع في السنة، كما مر وهي فعلة من زكى الزرع إذا نما وزاد، سميت بها لأنها سبب نماء المال بالخلف في الدنيا، والثواب في العقبي، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقتُم مّن شَيْء فَهُو يُخلفُه ﴾ وتعبر عن الطهارة قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقتُم مّن شَيْء فَهُو يُخلفُه ﴾ وتعبر عن الطهارة قال الله تعالى: ﴿ حَنَانًا من لدُنّا وَزَكَاة ﴾ أي طهارة، سميت بها لأنها تطهر المزكى عن الذنوب. وشرعًا: هي تمليك المال بغير عوض من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى، قيدنا إيتاء الزكاة بالفقير لأنه لا يجوز إيتاءها للأغنياء، وبالمسلم لأنها لا يجوز إيتاءها للأغنياء، وبالمسلم لأنه لا يجوز إيتاءها للفقير الكافر، لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذ من أغنياءهم وردها إلى فقراءهم» أي المسلمين، وقيد بغير هاشمي لأن الصدقة محرمة على بني هاشم، لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا معشر بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس» ولا يجوز إيتاءها لمولى الهاشمي أيضًا، لأن مولى القوم منهم، كما ورد في الحديث، ولهذا قلنا: ولا مولاه. (الفتح والجوهرة والمستخلص وغيرها)

(٢) قوله: "الزكاة [وهى فرضت فى السنة الثانية قبل فرض رمضان] واجبة "أى فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع المتواتر، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزّكَاةَ ﴾ وأما السنة فقوله عليه الصلام: «بنى الإسلام على خمس» وذكر منها الزكاة، وقوله عليه السلام: «أدوا زكاة أموالكم» والإجماع منعقد على فرضيتها من لدن رسول الله على يومنا هذا. (الجوهرة وغيرها)

قوله: "الزكاة واجبة" أى فعل الزكاة فريضة، لأن الفرض يكون في الأفعال لا في الأعيان، وإنما قال واجبة لأن تقدير الزكاة علم بفعل النبي على الوجيز": على الفور أم على التراخى، قال في "الوجيز": على الفور عند محمد رحمه الله، حتى لا يجوز التراخى من غير عذر، فإن لم يؤد لا تقبل شهادته، لأنها حق للفقراء، وفي تأخير الأداء عنهم إضرار لهم، بخلاف الحج فإنه عنده على التراخى، لأنه حق الله تعالى، وقال أبو يوسف: وجوب الزكاة على التراخى، والحج على الفور، قال: لأن الحج أداءه في وقت معلوم، والموت فيما بين الوقتين لا يؤمن، فكان على الفور، والزكاة يقدر على أداءها في كل وقت. (الفاتح والجوهرة)

(٣) قوله: "على الحر [لا على الرقيق] المسلم [لا على الكافر] البالغ العاقل [لا على المجنون]" لأنها عبادة، فيشترط لها أهلية الأصل، وهو العقل والبلوغ، وأما الحرية فلأن الملك شرط، والعبد لا يملك، كذا في فاتح القدوري. اعلم أن شرائط الزكاة ثمانية، خمسة في المالك وهو أن يكون حرّا بالغّا مسلمًا عاقلا وأن لا يكون لأحد عليه دين، وثلاثة في المملوك، وهو أن يكون نصابًا كاملا، وحولا كاملا، وكون المال إما سائمًا أو للتجارة. (الجوهرة)

# تَامَّا(۱)، وحَالَ عَلَيه الْحَول (۱)، ولَيسَ عَلَى صَبِى ولا مَجنُون ولا مُكَاتَبِ زَكَاة (۱). ومَن كَانَ عَلَيه (۱) مُحيط (۱) بمَاله (۲)، فَلا زَكَاةَ عَلَيه، وإن كَانَ مَالُه أَكثَرَ مِنَ الدَين،

(٤) قوله: "نصابًا كاملا" لأن الزكاة وجبت لمؤاساة الفقير، وما دون النصاب مال قليل لا يحتمل المؤاساة، لأن من لم يملك نصابًا فقير، والفقير محتاج إلى المؤاساة. (الجوهرة)

(١) قوله: "ملكاً تاماً" يحترز من ملك المكاتب والمديون والمبيع قبل القبض، لأن الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليد، وأما إذا وجد الملك دون اليد كملك المبيع قبل القبض، والصداق قبل القبض، أو وجد اليددون الملك، كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة، كذا في "الجوهرة"، قوله: "دون الملك" أي الكامل، وإن ثبت لهما الملك لكنه ليس بكامل.

(۲) قوله: "وحال [لقول النبى على: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»] عليه الحول [وهو من شرط الأداء عند الشيخين، وهو الصحيح]" اشتراط الحول مخصوص بما عدا زكاة الزرع والثمار، وإنما اشترط حولان الحول لأن النماء شرط، وهو باطن، فأدير الحكم على زمان يتحقق فيه النمو، وهو الحول لاشتماله على الفصول الأربعة التي لها تأثير في زيادة النقود بالبيع والشراء، وزيادة الأنعام بالدر والنسل، وزيادة القيمة في عروض التجارة باعتبار تفاوت الرغبات في كل فصل. (الفتح وغيره)

(٣) قوله: "وليس على صبى . . . إلخ" فإن قيل: لم ذكر الصبى والمجنون وقد عُرفًا بقوله على البالغ العاقل، قلنا: ذكره للبيان من جهة النفى والإثبات، كما فى قوله تعالى: ﴿فَاعَتْزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ وإنما لم تجب على الصبى لأنه غير مخاطب بأداء العبادة، ولهذا لا تجب عليه البدنية كالصلاة والصوم والجهاذ، وما يشوبها المال كالحج، بخلاف العُشر فإنه مؤنة الأرض، ولهذا تجب في أرض الوقف، وكذا المجنون لا زكاة عليه عندنا إذا وجد منه الجانون في السنة كلها، فإن وجد منه إفاقة في بعض الحول، ففيه اختلاف، والصحيح عن أبي حنيفة: أنه يشترط الإفاقة في أول السنة وآخرها وإن قل، ويشترط في أولها لانعقاد الحول، وفي آخرها ليتوجه عليه خطاب الأداء. وعن أبي يوسف: تعتبر الإفاقة في أكثر الحول، لأن للأكثر حكم الكل، وعند محمد: إذا وجدت الإفاقة في جزء من السنة، قل أو أكثر وجبت الزكاة، سواء كانت من أولها، أو وسطها، أو آخرها كما في الصوم، فإنه إذا أفاق في يعض شهر رمضان، لزمه صوم الشهر كله، وإن قلت الإفاقة.

وعند الشافعي: الزكاة واجبة عليهما، لأنها حق مالى، فيجب في مالهما كنفقة الزوجات والعشر والخراج. قلنا: إن الزكاة عبادة، وهما ليسا بمخاطبين كما مر، وأما النفقة والخراج والعشر حقوق العباد، ولها ليست الأهلية شرطًا، وأما المكاتب فلا زكاة عليه، لأنه ليس بملك من كل وجه، لوجود المنافى، وهو الرق، ولأن المال الذى في يده دائر بينه وبين المولى إن أدى مال الكتابة سلم له، وإن عجز سلم لمولاه، فكما لا يجب على المولى فيه شىء، فكذا لا يجب على المكاتب. (الجوهرة وغيرها)

(٤) قوله: "ومن كان عليه دين محيط بماله فلا زكاة عليه" لأن الزكاة إنما تجب في المال الفاضل عن الحاجة، ومال المديون ليس كذلك، فاعتبر بقدر دينه معدومًا، وهو قول عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم، وكفى بهم قدوة، وكان عثمان رضى الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تخلص أمواله فيؤدى منها الزكاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير، فكان إجماعًا، ولأن ملك المديون ناقص حيث كان للغريم أن يأخذ إذا ظفر بجنس حقه، فصار كمال المكاتب. (الفتح ومسكين)

(٥) قوله: "دين [مطالب من جهة العباد] محيط" فإن قلت: الإحاطة ليس بشرط، ولهذا لو كان عليه

زُكّى الفَاضِلُ (۱) إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، ولَيسَ في دُورِ السُّكنَى وثِيَابِ البَدَنِ (۲) وأَثَاثِ الْمَنزِلِ ودَوَابِ الرُّكُوبِ وعَبيد الجدمَة وسلاح الاستعمَال (۳) زَكَاةٌ.

ولا يَجُوزُ أَدَاءُ الزَكَاةِ إلا بنيّة مُقَارَنَة للأدَاء، أو مُقَارَنَة لعَزلِ مِقدَ ارِ الوَاجِبِ('')، ومَن تَصَدَّقَ بجَميع مَاله ولا يَنوى زَكَاةً، سَقَطَ فَرضُها عَنهُ(٥).

#### بابُ زُكَاة الإبل(٢)

#### لَيسَ في أَقَلٌ من خَمسٍ (٧) ذُودِ (٨) من الإبِلِ صَدَقَةٌ (٩) ، فإذَا بَلَغَتْ خَمسًا سائِمَةً (١٠) ،

دين لا يحيط لا يجب أيضًا، وهو ما إذا كان له أربعون دينارًا وعليه أحد وعشرون دينارًا، لا يجب عليه الزكاة، وإن لم يكن محيطًا، قلت: لما لم ينعقد الباقى نصابًا كأنه معدوم فى حق الزكاة، فالمراد من قوله: "محيط" إنه لو رفع مقدار الدين لا يبقى الباقى نصابًا. (الفاتح)

- (٦) لنقصان ملكه لاستحقاقه بالدين.
  - (١) بالفراغة عن الحاجة . (ج)
- (٢) قوله: "وليس في دور السكني . . . إلخ" لأنها مشغولة بحوائجه الأصلية ، لأنه لابدله من دار يسكنها ، وثياب يلسها ، وكذلك أثاث المنزل ودواب الركوب وغيرها من سلاح الاستعمال وعبيد الخدمة ، وكذا كتب العلم إن كان من أهله ، وإن لم يكن من أهله لا تجوز صرف الزكاة إليه إذا كانت تساوى مائتي درهم ، وسواء كانت الكتب فقها أو حديثًا أو نحوًا ، في " الخجندي" : إذا كان له مصحف قيمته مائتا درهم لا تجوز له الزكاة ، لأنه يجد مصحفًا يقرأ فيه . (الجوهرة)
  - (٣) لأنها ليست بنامية.
- (٤) قوله: "إلا بنية . . . إلخ" لأن الزكاة عبادة ، فكان من شرطها النية كالصلاة والصوم ، والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق فاكتفى بوجودها حالة العزل تيسيرًا كتقديم النية في الصوم ، ولا يشترط علم الفقير بأنها زكاة على الأصح حتى لو أعطى مسكينًا دراهم ، وسماها هبة أو قرضًا ، ونوى الزكاة يجزئه ، لأن العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه . (الفتح والجوهرة)
- (٥) قوله: "سقط فرضها عنه" لأن الواجب جزء من النصاب، فإذا أدى الكل فقد أدى الجزء الواجب ضرورة. (الفاتح)
- (٦) قوله: "باب زكاة الإبل . . . إلخ" الإبل -بكسر الباء- اسم جنس لا واحد له من لفظه كقوم ونساء ، وسميت إبلا لأنها تبول على أفخاذها ، وقدم الشيخ زكاة المواشى على النقدين ، لأن شريعة الزكاة أولا كانت من العرب وهم أصحاب المواشى ، وقدم الإبل على البقر ؛ لأن الإبل في العرب أكثر استعمالا من البقر ، كذا في "الجوهرة" .
- (٧) إضافة الخمس إلى الذود من قبيل إضافة العدد إلى التمبيز، كما في قوله تعالى: ﴿ تِسعَةُ رَهطٍ ﴾، هكذا سمعت من الأستاذ رحمه الله تعالى.
  - (٨) شتر، الذود من الإبل من الثلاث إلى التسع. (ج)

وحَالَ عَلَيهَا الْحُولُ، ففيها شَاةٌ إلى تِسعِ (۱) فإذَا كانَتْ عَشْرًا، ففيها شَاتَانِ إلى أربَع عَشَرَة، فإذا كانَتْ خَمسَ عَشَرَة، ففيها أَربَعُ شياه إلى تسعَ عَشَرَة، فإذَا كانَتْ عِشرِينَ، ففيها أَربَعُ شياه إلى أربَعِ وعِشرِينَ ففيها أَربَع وعشرِينَ ففيها بِنتُ مَخَاضٍ (۱) إلى خَمسٍ وثَلاثِينَ، فإذَا بَلَغَتْ متَا وثَلاثِينَ، ففيها بِنتُ لَبُونَ (۱) إلى خَمسٍ وأربَعِينَ، فإذَا بَلَغَتْ سِتًا وأربَعِينَ، فإذَا بَلَغَتْ إحدًى وستينَ، ففيها جَذَعَةٌ (۱) إلى خَمسٍ وسبعينَ، ففيها حقة (۱) إلى خَمسٍ وسبعينَ، ففيها بِنتَ البُونِ إلى تسعينَ، فإذَا كَانَتْ إحدَى وتسعينَ، ففيها خَذَعَةُ (۱) إلى حَمسٍ وسبعينَ، ففيها حقّةُ (۱) إلى حَمسٍ وسبعينَ، ففيها حقّةُ (۱) إلى عَمسٍ وسبعينَ، ففيها حقّتَانِ إلى ماثَة وعشرينَ ففيها بِنتَا لَبُونِ إلى تسعينَ، وإذَا كَانَتْ إحدَى وتسعينَ، ففيها حقّتَانِ إلى ماثَة وعشرينَ (۱) .

- (٣) وهي التي طعنت في الثانية ، سميت ذلك لأن أمها ماخض أي حامل بغيرها في العادة . (ج)
  - (٤) وهي التي طنعت في الثالثة ، سميت بذلك لأن أمها ذات لبن بولادة غيرها في العادة . (ج)
    - (٥) وهي التي طعنت في الرابعة ، سميت بذلك لأنه حق لها أن تركب ويحمل عليها. (ج)

<sup>(</sup>٩) قوله: "صدقة" تعبيره بالصدقة للاقتداء بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ أى الزكوات، ولأنها إذا أطلقت يراد بها الزكاة، سميت الزكاة بالصدقة لدلالتها على صدق العبد في العبودية. (الفتح)

<sup>(</sup>١٠) قوله: "سائمة . . . إلخ" السائمة هي التي ترسل للرعى في البراري ولا تعلف في المنزل، سواء كانت ذكورًا منفردة أو إناتًا منفردة أو مختلطة ، يقال : سامت الماشية سومًا ، أي رعت ، والمراد السائمة التي تسام للدر والنسل واللحم، فإن ما سامها للحمل والركوب، فلا زكاة فيها ، وإن أسامها للبيع والتجارة ، ففيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة ، ثم الشرط أن تسام في غالب السنة لا في جميع السنة . (الفتح والجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>۱) قوله: "ففيها شاة إلى تسع" الشاة تناول الذكر والأنثى، لأن اسم الشاة يتناولهما، والشاة من الغنم مالها سنة وطعنت في الثانية، فإن قيل: لم وجبت الشاة في الإبل مع أن الأصل في الزكاة أن يجب في كل نوع من جنسه، قيل لأن الإبل إذا بلغت خمسًا كان مالا كثيرًا لا يكن إخلاءه عن الوجوب، ولا يمكن إيجاب واحدة منها لما فيه من الإحجاف، وفي إيجاب الشقص ضرر عيب الشركة، فلهذا وجبت الشاة، وقيل: لأن الشاة كانت تقوم في ذلك الوقت بخمسة دراهم وبنت المخاض بأربعين درهمًا، فإيجاب الشاة في الخمس من الإبل كإيحاب المشتين من الدراهم، وقال في "النهر": الراجح أنه توقيفي، لا أنه معقول المعنى. (الجوهرة والفتح)

<sup>(</sup>٢) وما بين النصابين عفو . (العيني)

<sup>(</sup>٦) قوله: "ففيها جذعة [وهي التي طعنت في الخامسة، سميت بذلك لأنها تجذع أى تقلع أسنان اللبن]" بفتحتين والذال المعجمة أعلى سن في الزكاة، وبنت المخاض أدنى سن، وبعد الجذعة أسنان أخر كالثنى والسديس والبازل لم يذكروها، لأنه لا مدخل للزكاة فيها، والأسنان الأربعة التي في الزكاة هي نهاية الإبل في الحسن والدر والنسل، وما زاد فهو رجوع إلى الكبر والهرم. (فتح المعين)

<sup>(</sup>٧) قوله: "ففيها حقتان إلى مائة وعشرين [بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله على]" على هذا

ثُمَّ تُستَأَنَفُ الفَرِيضَةُ (١) فيكُونُ في الخَمسِ شَاةٌ مَعَ الحِقّتَينِ، وفي العَشْرِ شَاتَانِ، وفي خَمسَ عَشَرَةَ ثَلاثُ شِيَاهِ، وفي عَشرِينَ أربَعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرِينَ بِنتُ مَخَاضٍ (٢) إلى مائة و خَمسينَ، فيكُونُ فيها ثَلاثُ حقَاق.

ثُم تُستَأَنفُ الفَرِيضَةُ، ففى الخَمسِ شَاةٌ، وفى العَشْرِ شَاتَانِ، وفى خَمسَ عَشَرَةَ ثَلاثُ شَياه، وفى عِشرِينَ أَربَعُ شَيَاه، وفى خَمس وعِشرِينَ بِنتُ مَحَاضٍ، وفى سِت وثَلاثِينَ بِنتُ لَبُون، فإذَا بِلَغَتْ مائَةً وستّا وتسعينَ، ففيهَا أَربَعُ حقَاق إلى مائتَين.

ثُمَّ تُستَأَنَفُ الفَرِيضَةُ أَبَدًا، كمَا تُستَأَنَفُ في الْخَمسِينَ التي بَعدَ الْمِائَةِ والخَمسِينَ (")، والبُحْتُ والعَرَابُ سَوَاءُ (١٠).

اتفقت الآثار، واشتهرت كتب رسول الله على واجتمعت الأمة إلا ما ورد عن على رضى الله عنه أنه قال: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، قال سفيان الثورى: كان على أفقه من أن يقول: ذلك، وإنما هو من غلط الرجال. (الفتح والعيني)

<sup>(</sup>١) قوله: "ثم تستأنف. . . إلخ" كيفية الاستئناف أن لا يجب على ما زاد على مائة وعشرين حتى تبلغ الزيادة خمسًا.

<sup>(</sup>٢) مع الحقتين.

<sup>(</sup>٣) قوله: "كما تستأنف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين" قيد بذلك احترازاً عن الاستئناف الذي بعد المائة والعشرين، فإنه ليس فيه إيجاب بنت لبون ولا إيجاب أربع حقاق لعدم نصابها، لأنه لما زاد خمس وعشرين على المائة والعشرين صار كل النصاب مائة وخمسة وأربعين، فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين، فلما زاد عليه خمس وصارت مائة وخمسين وجبت ثلاث حقائق، كذا في "العناية". فصورة الاستئناف في الخمسين التي بعد المائة والخمسين أنه إن زاد على المائتين خمس، ففيها شاة مع أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، وفي عشر شاتان معها، وفي خمس عشرة ثلاث شياه معها، وفي عشرين أربع شياه معها، فإذا بلغت خمسًا وعشرين، ففيها بنت مخاض معها إلى ست وأربعين، ففيها خمس حقاق إلى مائتين وخمسين، ثم مخاض معها إلى ست وثلاثين، فبنت لبون معها إلى ست حقاق إلى هذا. (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>٤) قوله: "سواء... إلخ" لأن مطلق الاسم يتناولهما، والبخت جمع بختى، وهو الذى تولد من العربى والعجمى، منسوب إلى بخت نصر؛ لأنه هو الذى جمع بينهما، والعراب جمع جمل عربى والعرب جمع رجل عربى، يقال فرس عربى وخيل عراب، ويقال: عربى وقوم عرب، فرقوا بين جمع الناس والبهائم، كما فى "الكشف". (الجوهرة وغيرها)

#### بابُ صَدَقَة البَقَرِ(١)

ليس فى أقل من ثلاثين من البقرصد قَةُ، فإذَا كانَت ثلاثين سَائِمةً، وحَالَ عَلَيهَا الْحُولُ، ففيها تَبِيعٌ أُو تَبِيعَةٌ (٢)، ففيها تَبِيعٌ أُو تَبِيعةٌ (٢)، ففيها تَبِيعٌ أُو تَبِيعةٌ (٢)، ففيها تَبِيعٌ أُو تَبِيعةٌ (٢)، ففي الأربَعين، وَجَبَ في الزِيادَة بقَد رُ ذَلكَ إلى ستينَ عند أبى حَنيفة رَحِمَهُ الله، ففي الوَاحِدة وربع عُشْرِ مُسِنّة، وفي الثلاث (١) فلا ثَهُ أَرباع عُشْرِ مُسِنّة (٥).

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ: لا شَيءَ في الزِيادَةِ حَتِّى تَبلُغَ سِتِّينَ، فيكُونُ فِيهَا تَبِيعَانِ أَو تَبِيعَتَانِ، وفي سَبعِينَ مُسِنَّةٌ وتَبِيعٌ، وفي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ، وفي تِسعِينَ ثَلاثَةُ أَتبِعَةٍ، وفي مِاثَةٍ

<sup>(</sup>١) قوله: "باب صدقة البقر" أراد بالصدقة الزكاة بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصّدَقَاتُ لِلفُقُرَاءِ ﴾ والبقر مأخوذ من البقر -بالسكون- وهو الشق سمى به لأنه يشق الأرض كالثور، لأنه يثير الأرض ومفرده بقرة والتاء للوحدة، وذكر هذا الباب عقيب الإبل لمناسبة بينهما من حيث الفخامة والقيمة حتى إن اسم البدنة يشملهما، وقدمها على الغنم؛ لأن بالبقر تحصل مصلحة الزراعة واللحم والغنم لا يحصل بها إلا اللحم. (الفتح والجوهرة)

<sup>(</sup>٢) قوله: "ففيها تبيع [بذلك أمر رسول الله معاذًا حين بعثه إلى اليمن. (الفاتح)] أو تبيعة [وهى التى طعنت في الثانية، سميت بذلك لأنه تتبع أمها، إشارة إلى التسوية بين الذكر والأنثى في هذا الباب، وكذا في الغنم. (ج)] "هذا إذا لم تكن البقر للتجارة، وأما إذا كانت للتجارة فلا يعتبر العدد فيها، وإنما يعتبر أن تبلغ قيمتها مائتي درهم من فضة أو عشرين مثقالا من ذهب، وكذلك الإبل والغنم إذا كانت للتجارة لا يعتبر عددها، بل قيمتها، وزكاة السوائم وزكاة التجارة مختلفتان قدراً وسببًا، فلا يبنى حول أحدهما على الآخر، فلو اشتراها للتجارة ثم جعلها سائمة اعتبر أول الحول من وقت الجعل للسوم. (الفتح)

 <sup>(</sup>٣) قوله: "مسن أو مسنة . . . إلخ" وهي التي طعنت في الثالثة بهذا أمر رسول الله ﷺ معاذاً رضي الله عنه حين وجهه إلى اليمن . (الفاتح)

<sup>(</sup>٤) قوله: "وفى الثلاث ثلاثة أرباع عشر مسنة" المراد منه جزء من الأربعين جزء من مسنة، لأن الأربعة عشر الأربعة عشر مسنة يكون جزئين من الأربعين، وربع الأربعة واحد، فيكون عشر مسنة جزء من أربعين ونصف عشر مسنة يكون جزئين من الأربعين جزء من مسنة، لأن الأربعة عشر أربعين ونصف الأربعة إثنان إلى انتهاءه. (الفاتح)

<sup>(</sup>٥) قوله: "ثلاثة أرباع . . . إلخ" هذا رواية الأصل ، لأن العفو ثبت نصا بخلاف القياس لما فيه من إخلاء المال عن الواجب، ولا نص ههنا، فلإ يثبت بالرأى، وروى الحسن عنه : أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ، لأن مبنى هذا النصاب أى نصاب البقر على أن يكون بين كل عقدين وقص، وفي كل عقد واجب، وقال أبو يوسف ومحمد؛ لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو رواية عن أبي حنيفة، لقوله عليه السلام لمعاذ: لا تأخذ من أوقاص البقر شيئًا، وفسروه لما بين أربعين إلى ستين .

قلنا: قد قيل: إن المراد منهما ههنا الصغار وهي العجاجيل، وبه نقول: إن لا زكاة فيها، أقول: والفتوى على قولهما، كما صرح في "الدر المختار" نقلا عن "البحر" عن "الينابيع"، وتصحيح القدوري. (الفتح والجوهرة وغيرها)

تَبِيعَتَانِ ومُسِنَّةٌ، وعلى هَذَا يَتَغَيَّرُ الفَرضُ في كُلَّ عَشْر من تَبِيعٍ إلى مُسِنَّةٍ (١)، والجَوَامِيسُ (٢) والبَقَرُ سَوَاءُ (٣).

#### بابُ صَدَقَةِ الغَنَم (١)

ليس فى أقل من أربَعِينَ شَاةً صَدَقَةٌ، فإذَا كَانَتْ أَربَعِينَ شَاةً سَائِمَةً، وحَالَ عَلَيهَا الْحَوَلُ، ففيهَا شَاتَانَ إلى مائَتَين، فإذَا الْحَولُ، ففيهَا شَاتَانَ إلى مائَتَين، فإذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، ففيهَا شَاتَانَ إلى مائَتَين، فإذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، ففيهَا أَربَعُ شِياء، ثم فى كُلِّ مِائَةٍ زَادَتْ وَاحِدَةٌ، ففيها أَربَعُ شِياء، ثم فى كُلِّ مِائَةٍ شَاتُهُ ، والضَأنُ والْمَعْزُ (٧) سَوَاءٌ (٨) .

<sup>(</sup>۱) قوله: "وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة [وهذا بالإجماع]" لقوله عليه السلام: «في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسن أو مسنة»، والحاصل أن عدد البقر يقسم على ثلاثين، فإن استقام فالخارج عدد الواجب من التبيعات، فإن فضل من القسمة عشرة ينقص من الخارج واحد، ويؤخذ مسنة مكانه مثلا كان العدد مائة وثلاثين، فقسمناه على ثلاثين، خرج أربعا، وبقى عشرة، فنقصنا من الأربع واحدا، وأخذنا مكانه مسنة فالواجب فيه ثلاثة أتبعة ومسنة، أو يقسم العدد على أربعين أولا، فإن استقام فالخارج عدد الواجب من المسنات، وإن بقى عشرون ينقص من الخارج واحد، ويزاد تبيعان مكانه، كما إذا كان العدد مائة وأربعين، ويقسم على الأربعين، فالخارج ثلاثة، ويبقى عشرون فنقصنا من الخارج واحدا، وأخذنا مكانه تبيعين، فالواجب فيه مسنتان وتبيعان، ولو بقى عشر يزاد وينقص فى التبيعات والمسنات بحيث يتم العدد بلا كسر، وإن كان عدد يستقيم على ثلاثين وأربعين معًا، فالواجب فيه تبيعات ومسنات بقدر الخارج مثلا العدد مائة وعشرون، فلو قسم على ثلاثين يخرج أربعة وهو مقدار التبيعات ولو قسم على أربعين يخرج ثلاثة، وهو عدد المسنات. (الفاتح وغيره)

<sup>(</sup>٢) جمع جاموس وفي الفارسية: گاؤميش.

<sup>(</sup>٣) قوله: "سواء . . . إلخ" يعنى في الزكاة والأضحية لا في الأيمان حتى إنه لو حلف أن لا يأكل لحم البقر لم يحنث بالجاموس، والأصل فيه أن اسم البقر يتناولهما، إذ هو نوع منه إلا أنه لقلة إطلاقه على الجاموس في العرف لا يتناوله اليمين، حتى لو كثر في موضع إطلاقه عليه ينبغي أن يحنث، كما في "النقاية". (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>٤) قوله: "باب صدقة الغنم. . . إلخ" قدم الغنم على الخيل لكثرته وكون زكاة الغنم متفقًا فيها، وزكاة الخيل مختلفًا فيها، ثم الغنيمة، لأنه ليس له آلة الخيل مختلفًا فيها، ثم الغنيمة، لأنه ليس له آلة الدفاع، فكانت غنيمة لكل طالب. (الجوهرة والفتح)

<sup>(</sup>٥) قوله : "ففيها شاة إلى مائة وعشرين" هكذا ورد في كتاب رسول الله ﷺ، وفي كتاب أبي بكر رضى الله عنه . (الفاتح)

<sup>(</sup>٦) هكذا بين في كتاب رسول الله ﷺ، وفي كتاب أبي بكر رضى الله عنه، رواه البخاري وعليه الإجماع. (ط والعيني)

# بابُ زَكَاةِ الخَيلِ(١)

إذَا كَانَت الْخَيلُ سَائِمَةً ذُكُورًا وإنَاثًا (٢)، وحَالَ عَلَيهَا الْحَولُ، فصَاحِبُهَا بالْخِيَارِ (٢) إن شَاءَ أعطَى من كُلّ فَرَسٍ دِينارًا، وإن شَاءَ قَوّمَهَا، فأعطَى عَن كُلّ مِائتَى دِرهَمٍ حَمسَةَ دَرَاهِمَ (١)،

(٧) قوله: "والضأن [در فارسى وهندى: دنبه] والمعز" المعز -بإسكان العين وفتحها- جمع ماعز كتجر جمع تاجر اسم للأنثى، أى الشاة من ذوات الشعر، ويقال: للذكر تيس، والضأن جمع ضائن كركب جمع راكب من ذوات الصوف، والضأن اسم للذكر والنعجة للأنثى. (الفتح والطائي)

(٨) قوله: "سواء" يعنى في وجوب الزكاة، وجواز الأضحية واعتبار الربا، وليس المعز كالضأن في أداء الواجب، فإن من كان له أربعون من الضأن والمعز والغلبة للضأن، لا يجوز له أن يؤدى المعز إلا بطريق القيمة، وأما إذا استويا فيؤدى من أيهما شاء، أما لو حلف لا يأكل لحم الضأن، فأكل لحم المعز لا يحنث، وهذا أي التساوى بين الضأن والمعز، لأن لفظة الغنم شاملة للكل، والنص ورد بلفظ الغنم، ويؤخذ الثني في زكاتها من الضأن، وهو ما تحت له سنة، ولا يؤخذ الجذع وهو بفتحتين ما أتى عليه أكثرها، وهذا هو المختار. (الجوهرة والفتح)

(١) قوله: "باب زكاة الخيل" مشتق من الخيلاء وهو التمايل، وإنما أخرها لقلة وجودها وقلة إسامتها، والاختلاف في وجوب الزكاة فيها وأقل من يجب الزكاة فيها أن ينزى إن كان ذكرًا، أو ينزى عليه إن كان أنثى، كذا في "الجوهرة".

(٢) قوله: "ذكوراً وإناثًا" إنما شرط الاختلاط، لأن في الذكور المنفردة روايتين الصحيح منهما عدم الوجوب لعدم التناسل، بخلاف غيرها من السوائم حيث يجب في ذكورها منفردة، لأنه وإن لم يحصل منها التناسل حصل منها الأكل، وفي الإناث المنفردة روايتان، الأصح الوجوب، لأنها تتناسل بالفحل المستعار والناس لا يتمانعون منه في العادة، ثم وجوب الزكاة في الخيل إنما هو قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء فيها وهذا إذا كانت لغير الغزو، أما إذا كانت للغزو لا شيء فيها بالإجماع. (ج)

(٣) قوله: "فصاحبها بالخيار" احترز بهذا عن قول الطحاوى، فإنه يقول الخيار على العامل، والأول هو الظاهر، وأيضًا هذا الخيار في أفراس العرب لتقاربها في القيمة، أما في أفراس العجم فيقومها حتمًا بغير خيار لتفاوتها، وإنما لم يؤخذ زكاتها من عينها، لأن مقصود الفقراء لم يحصل به، لأن عينها غير مأكول عند أبي حنيفة، وكان ينبغني عنده أن لا تجب الزكاة في الخيل، لأنها غير مأكولة عنده، وإنما المقصود منها الركوب، ولهذا قرنها الله نعالى بالبغال والحمير إلا أنه ترك القياس فيها بالخبر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم»، ومن أصله أن القياس يترك بخبر الواحد. (الجوهرة)

(٤) قوله: "حمسة دراهم. . . إلخ" وهذا عنبد أبى حنيفة ، وبه قال زفر ، وقالا: لا زكاة في الخيل ، لقوله عليه السلام: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» ، وله قوله عليه السلام: «في كل فرس سائمة دينار وعشرة دراهم» ، رواه مسلم عن أبي هريرة ، والمراد بالفرس فيما روياه فرس الغازي ، وهو المنقول عن زيد ابن ثابت ، كما في "الهداية" . واعلم أن الفقهاء قد اختلفوا في زكاة الخيل ، فقال بعضهم: الفتوى على قولهما ، وقال بعضهم: الفتوى على قول أبي حنيفة ، وهو الصحيح ، كذا في "رد المحتار" .

وليس في ذُكُورها مُنفَردةً زَكَاةً (١) عند أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ.

وقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لازَكَاةَ فَى الْخَيلِ (٢)، ولا شَىءَ فَى البِغَالِ والْحَمِيرِ (٣) إلا أَن تَكُونَ للتَجَارَةِ (١)، وليسَ فَى الفُصْلانِ والْحُملانِ (٩) والعَجَاجِيلِ (٢) زَكَاةٌ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد (٧)، إلا أَن يَكُونَ مَعَهَا كَبَارٌ.

وقَالَ أَبُويُوسُفَ: تَجِبُ فيها (١) وَاحِد أَهُ مِنها (١)، ومَن وَجَبَ عَلَيهِ مُسِنّ، فلم

- (٣) إجماعًا لقوله عليه السلام: «لم ينزل على فيهما شيء» والمقادير لا تثبت إلا سماعًا. (الفتح)
  - (٤) لأن الزكاة حينيذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة. (ج)
- (٥) قوله: "وليس في الفصلان [جمع الفصيل: وهو ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض] والحملان [جمع الحمل: وهو ولد الغنم في السنة الأولى]. . . إلخ "فإن قيل: ليست هذه المسألة من جنس الخيل، فلم أوردها فيها قيل، لأن زكاة الجول مختلف فيها، والزكاة في هذه الأشياء مختلف فيها أيضًا، فأوردها فيها. (الجوهرة)
  - (٦) جمع عجول: وهو ولدالبقر.
  - ٧) وهو الصحيح، كذا في "التحفة".
- (٨) قوله: "تجب فيها واحدة . . . إلخ" اعلم أن أبا حنيفة كان يقول أولا: تجب فيها ما تجب في المسان، وبه أخذ مالك وزفر، ثم رجع فقال: تجب فيها واحدة منها، وبه أخذ أبو يوسف والشافعي ، ثم رجع إلى ما في الكتاب أنه ليس فيها شيء، وبه أخذ محمد، روى عن أبي يوسف أنه قال: دخلت على أبي حنيفة فقلت له: ما تقول: فيمن ملك أربعين حملا، فقال: فيها شاة سنة ، فقلت: ربما تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو جميعهر تتأمل ساعة، ثم قال: لا، ولكن يؤخذ واحدة منها، فقلت: أو يؤخذ الحمل في الزكاة فتأمل، فقال: لا إذا لا يجب فيها شيء، وقال محمد بن شيء، فيها لأخذت به . (الجوهرة والفتح)
- (٩) قوله: "واحدة منها" تكلموا في صورة المسألة فإنها مشكلة، لأن الزكاة لا تكون بدون مضى الحول، وبعد الحول لم تبق صغارًا، فقيل صورة المسألة أن الصغار كانت لها أمهات، فمضت ستة أشهر مثلا، فولدت أولادًا، ثم ماتت الأمهات، وبقيت الأولاد قدر النصاب، وتم الحول عليها وهي صغار، هل تجب الزكاة فيها أو لا؟ فقال أبو يوسف: إنا لو أوجبنا فيها ما يجب في المسانّ، كما قال زفر: أجحفنا بأرباب المال، ولو أوجبنا فيها

<sup>(</sup>١) لأنها لا تتناسل.

<sup>(</sup>٢) قوله: "لا زكاة في الخيل" وبه قال الشافعي، قال في "فتاوى قاضى خان": والفتوى على قولهما ، وبه قطع في "الكنز" أيضًا، وقال السرخسى: قول أبى حنيفة أولى، وكان القياس عند أبى يوسف ومحمد: أن تجب الزكاة فيها، لأنها مأكولة عندهما، وإنما تركوا القياس لقوله عليه الصلاة والسلام: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر»، وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة». (الجوهرة)

يُوجَدْ، أَخَذَ الْمُصَدَّقُ أَعلَى مِنهَا (۱) ، ورَدّ الفَضلَ، أو أخذ دونها ، وأخذَ الفَضلَ ، ويَجُوزُ دَفعُ القيسم في الزكاة (۲) ، ولَيس في العَوَامِلِ والحَوَامِلِ والعَلُوفَةِ زَكَاةٌ (٣) ، ولا يَأْخُذُ الْمُصَدَّقُ حَيَارَ الْمَالَ ولا رَذَالَتَه (۱) ، ويَأْخُذُ الوَسَطَ (٥) ، ومَن كَانَ لَه نِصَابٌ ، فاستَفَادَ في أَثنَاءِ

شاة أضررنا بالفقراء إلا في صورة الحملان، فأوجبنا واحدة منها استدلالا بالمهازيل، فإن نقصان الوصف، كما أثر في تخفيف الواجب، لا في إسقاطه، فكذلك إسقاط السن، والصحيح قول أبي حنيفة: إن لا شيء فيها، لأن النص أوجب للزكاة أسنانًا مرتبة، فلا مدخل للقياس في ذلك، وهذه الأسنان مفقود في الصغار، وهذا آخر أقوال أبي حنيفة وهو قول محمد رحمه الله. (الفتح)

- (۱) قوله: "أخذ المصدق أعلى منها. . . إلخ "ظاهر هذا أن الخيار إلى المصدق وهو قول الإسبيجابي، والصواب أن الخيار إلى المصدق إذا كان فيه دفع زيادة، لأنه في مقدار والصواب أن الخيار إلى صاحب المال، قال الصريفي: إن الخيار إلى المصدق إذا كان فيه دفع زيادة، لأنه في مقدار الزيادة شراء، وإلى صاحب المال إذا أراد أن يدفع الأدنى والزيادة، لأنه دفع بالقيمة، وفي دفع القيمة خيار إلى صاحب المال بالإجماع، واشتراط عدم وجود المسن لجواز دفع الأعلى وأدنى، ودفع القيمة وقع اتفاقًا حتى لو دفع أحد هذه الأشياء مع وجود المسن الواجب جاز عندنا، خلافًا للشافعي. (الجوهرة والفتح)
- (٢) قوله: "ويجوز دفع القيم في الزكاة" والعشر والكفارات وصدقة الفطر والنذر، بخلاف الضحايا والهدايا والعتق، وتعتبر القيمة يوم الوجوب عنده، وعندهما يوم الأداء، وفي السوائم تعتبر يوم الأداء إجماعًا. وقال الشافعي: لا يجوز أداء غير المنصوص في هذه الأشياء كلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: "في أربعين شاة شاة وفي ست وثلاثين من الإبل بنت لبون» إلى غير ذلك من النصوص، فلا يجوز إبطال النص بالتعليل،

شاة شاة وفي ست وثلاثين من الإبل بنت لبون إلى غير ذلك من النصوص، فلا يجوز إبطال النص بالتعليل، ولأنها قربة تتعلق بمحل، فلا تتأدى بغيرها كالهدايا والضحايا، ولنا أن المقصود سد خلة الفقراء في الزكاة والعشر وغيرهما، وذلك يحصل بأى مال كان، والتقييد بالشاة ونحوها لبيان القدر لا للتعيين، بخلاف الضحايا والهدايا، لأن القربة فيهما إراقة الدم، وهي غير معقولة، فلا يتقوم، وهذا معقول، فيتقوم، وكذا الإعتاق، فإن معنى القربة فيه إتلاف الملك، ونفي الرق وهو لا يتقوم أيضًا. (الفتح والعيني)

- (٣) قوله: "وليس في العوامل" [ولو أسيمت لأنها من الحوائج الأصلية. (الميداني] لقوله عليه السلام: «ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقرة المثيرة صدقة» ولأن السبب هو المال النامي، ودليله الإسامة أو الإعداد للتجارة ولم يوجد، ولأن في العلوفة تتراكم المؤنة فينعدم النماء فيها معنى. (الفتح والمستخلص والجوهرة)
- (٤) قوله: "ولا يأخذ المصدق خيار المال. . . إلخ" لقوله عليه الصلاة والسلام: "إياكم وكرائم أموالهم» رواه الجماعة. وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تأخذ من خزرات أموال الناس» أي كرائمها، وخذ من حواشي أموالهم، أي من أوساطها. (الفتح والعيني)
- (٥) قوله: "ويأخذ الوسط [لأن فيه نظرًا من الجانبين]" لقوله عليه السلام: "خذ من حواشى أموالهم" أى وسطها، كذا فسر صاحب الهداية. وفيه نظر، لأن الحواشى جمع حاشية وهى لم تجئ بمعنى الوسط، بل معناه خذ من جانب من جوانبها من غير اختيار، كذا في "المغرب"، ولأن فيه نظرًا من الجانبين، لأن في أخذ خياره إضرارًا بأصحاب الأموال، وفي أخذ رذالته إضرارًا بالفقراء، فيقسمه ثلاثة أقسام: جيد وردىء ووسط، ويأخذ من الوسط، ولا يأخذ الرباء، وهي التي تربى ولدها، ولا الأكولة وهي التي تسمن للأكل ولا الفحل ولاالحامل. (الجوهرة والفاتم)

الحُول() من جنسه ضَمّه إلى مَاله، وزَكَّاهُ به (٢).

والسَّائِمَةُ هِيَ الَّتِي تَكتَفِى بِالرَّعْيِ فِي أَكثَرِ الْحَولِ (٣)، فإن عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَولِ أَو أَكثَرَ، فلا زَكَاةَ فِيهَا (٤)، والزَكَاةُ عِندَ أبى حَنيفَةَ وأبى يُوسُفَ في النِصَابِ دُونَ العَفوِ (٥)، وقَالَ مُحَمَّدٌ وزُفَرُ: تَجِبُ فِيهِمَا، وإذَا هَلَكَ الْمَالُ بَعدَ وُجُوبِ الزَكَاةَ سَقَطَت (٢)، وإن قَد مَ الزَكَاةَ مُحَمَّدٌ وزُفَرُ: تَجِبُ فِيهِمَا، وإذَا هَلَكَ الْمَالُ بَعدَ وُجُوبِ الزَكَاةَ سَقَطَت (٢)،

(١) قوله: "فاستفاد . . . إلخ "المستفاد على نوعين: الأول: أن يكون من جنسه، كما إذا كانت له إبل، فاستفاد الإبل في أثناء الحول، يضم المستفاد إلى الذى عنده فيزكى الجميع، والثانى: أن يكون من غير جنسه كما إذا كان له إبل فاستفاد بقرًا، أو غنمًا في أثناء الحول، لا يضم إلى الذى عنده بالاتفاق، والنوع الأول على نوعين أيضًا أحدهما أن يكون المستفاد من الأصل كالأولاد والأرباح، فإنه يضم بالإجماع، والثاني أن يكون مستفادًا بسبب مقصود كالشراء، فإنه يضم عندنا، كما في "العيني".

(۲) قوله: "وزكاه به [أى معه. (الميداني]" سواء كان المستفاد من نماءه أولا، وبأى وجه استفاده ضمه سواء كان بميراث، أو هبة، أو غير ذلك، وشرط كونه من جنسه، إذ لو كان من غير جنسه من كل وجه كالغنم مع الإبل، فإنه لا يضم، وقال الشافعي: لا يزكى المستفاد بحول النصاب، بل بحول آخر، وعند مالك وأحمد يضم في غير المواشى. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "إن من السنة شهرًا تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس الشهر»، رواه الترمذي، وهذا يقتضى أن تجب الزكاة في الحادث عند مجيء رأس السنة. (العيني ومسكين والجوهرة)

- (٣) قوله: "في أكثر الحول" لأن أصحاب السوائم قد لا يجدون بدًا من أن يعلفوا سوائمهم في بعض الأوقات، فجعل الأقل تابعًا للأكثر. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "فلا زكاة فيها" فإن قيل: إذا علفها نصف الحول وسامت نصفه، استوى الوجوب وعدمه، فينبغى أن يرجح جانب الوجوب احتياطًا، لأنه عبادة ومبناها على الاحتياط، قيل: إنما لا تثبت الزكاة، لأنه وقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب، والترجيح إنما يكون بعد ثبوت السبب. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "والزكاة عند أبى حنيفة وأبى يوسف فى النصاب دون العفو" وقال محمد وزفر: تجب فيهما، وتمرة الخلاف تظهر فيمن كان له ثمانون من الغنم، فهلك أربعون، تجب فيها شاة عندهما، وعند محمد وزفر: تجب نصف قيمة شاة، لأن الزكاة إنما وجبت شكراً لنعمة المال، والكل فى هذا المعنى سواء، بل معنى التمول فى العفو أظهر، ولهما قول النبى عَيَّة: "فى خمس من الإبل شاة ولا شيء فى الزيادة حتى تكون عشرة»، وهذا نص على عدم الوجوب فى الزيادة. (الفتح والمستخلص)
- (٦) قوله: "وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت [لأن الواجب جزء من النصاب تحقيقًا للتيسير، فيسقط بهلاك محله، كدفع العبد الجانى بالجناية يسقط بهلاكه]" قيد بالهلاك لأن الاستهلاك لا يسقطها، لأن الزكاة تجب عليه بعد الحول، وهو يسكها على طريق الأمانة، فإذا استهلكها ضمنها، كالوديعة، ثم الهلاك إنما يسقطها إذا كان قبل مطالبة الساعى بها، أما إذا طلبها ولم يسلمها إليه مع القدرة فقد قال الكريحى: يجب عليه الضمان، وهو قول العراقيين، لأنها أمانة طالبه بها من يملك المطالبة، فصار كالمودع إذا طلب الوديعة فلم يدفعها إليه مع الإمكان حتى هلكت، وقال أبو طاهر الدباس وأبو سهل: لا يضمن، قال في "النهاية": وهذا أقرب إلى الفقه، لأن وجوب الضمان يستدعى تفويتا ولم يوجد، فأما في منع الوديعة فقد بدل اليد، فصار مفوتا ليد الملك،

## مختصر القدوري عَلَى الحَولِ، وهُوَ مَالِكٌ للنِصَابِ جَازَ<sup>(١)</sup>.

#### با*ثُ*زَكَاة الفضّة <sup>(٢)</sup>

لَيسَ (٣) في مَا دُونَ مِائتَى دِرهَم صَدَقَةٌ، فإذَا كَانَت مَائتَى درهَم (٤)، وحَالَ عَلَيهَا الحَولُ، ففيها حَمسَةُ دَرَاهم<sup>(٥)</sup>، ولا شَيء في الزيادة حَتّى تَبلُغَ أربَعينَ درهَمًا<sup>(١)</sup>، فيكُونُ فِيهَا درهَمٌ،

فيضمن، وفي "البدائع": كافة مشايخ ما وراء النهر قالوا: لا يضمن، ولو طلب الساعي، لأن المالك مخير إن شاء أعطاه العين أو قيمتها، فلم يلزمه تسليم العين، فصار كما قبل الطالبة، قال في "النهاية": والأصح عدم الضمان. (الجوهرة)

(١) قوله: "وإن قدم الزكاة على الحول، وهو مالك للنصاب [لأنه أدى بعد سبب الوجوب. (ج)] جاز" أى من كان له نصاب تام لو قدم زكاة سنين، أو زكاة نُصب جاز التعجيل، لأن النصاب الأول هو الأصل، والزائد تبع له، وقيد بقوله وهو مالك للنصاب، لأنه لو لم يملك نصابًا أصلا، أو ملك أقل من النصاب، لا يجوز له تقديمها، لا لحول ولا لنصب، لوقوع الأداء قبل وجود سبب الوجوب، فصار كالصلاة قبل الوقت، فإنها لا تقع فرضًا قبل الوقت، كذا هذا، خلافًا لمالك في التعجيل، وللشافعي في السنين. (الفتح وغيره)

(٢) قوله: "باب زكاة الفضة. . . إلخ" قدم النقدين على العروض، لأنهما أصلان لسائر الأموال في معرفة القيم، وقدم الفضة على الذهب اقتداء بكتب رسول الله ﷺ، ولأن الفضة أكثر تداولا فيما بين الناس، ألا ترى أن المهر ونصاب السرقة وقيم المتلفات يقدر بها، ثم الفضة تناول المضروب وغير المضروب، والورق والرقة تختص بالمضروب. (الجوهرة والفتح)

(٣) قوله: "ليس في ما دون مائتي درهم صدقة" لما أخرجه الشيخان: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» والأوقية كانت في أيامهم أربعين درهمًا، فخمس أواق يساوي مائتي درهم. (العيني)

(٤) قوله: "فإذا كانت مائتي درهم" أي موزونة زنة كل درهم منها أربعة عشر قيراطًا، ففيها خمسة دراهم وزن كل درهم أربعة عشر قيراطًا، وأصل هذا أنَّ الأوزان كانت على عهد رسول الله ﷺ مختلفة، فمنها ما كان زنة الدرهم عشرين قيراطًا، وهو الذي يسمى وزن عشرة مثاقيل، ومنها ماكان وزنه عشرة قراريط، وهو الذي يسمى وزن خمسة مناقيل، ومنها ما كان وزنه اثني عشر قيراطًا، وهو الذي يسمى وزن ستة مثاقيل، فكانوا يتصارفون بها إلى زمان عمر رضي الله عنه، فأراد أن يستوفي منهم الجراج، فطالبهم بالأكثر، فشق عليهم فالتمسوا منه التخفيف، فجمع حساب زمانه ليتوسطوا بينهم، فاستخرجوا له وزن السبعة بأن جمعوا من كل صنف عشرة دراهم، فصار الكل أحدا وعشرين مثقالاً، ثم أخذوا ثلث ذلك، فكان سبعة مثاقيل، والمثقال هو الدينار عشرون قيراطًا، والدرهم أربعة عشر قيراطًا، والقيراط خمس شعيرات غير مقشورة، فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة، والمثقال مائة شعيرة، وقال مجمد بن الفضل: المعتبر في كل زمان بدرهمه، وبه أفتى جماعة من المتأخرين، إلا أن الأول هو المعتبر، وهو أربعة عشر قيراطًا، وعليه إطباق كتب المتقدمين والمتأخرين، وهو الأظهر . وأعلم أنك متى زدت على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ، وكان المثقال عشرين قيراطًا ، ومتى نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره وهو ستة كان درهمًا، لأن الدرهم أربعة عشر قيراطًا. (الجوهرة وملا مسكين رحمه الله)

(٥) قوله: "خمسة دراهم. . . إلخ" لأنه عليه السلام كتب إلى معاذ رضي الله عنه: "خَذُ من مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال»، سواء كانت الفضة مضروبة أو غير مضروبة أو تُم في كُل ّ أربَعينَ درهَمًا (١) درهَمٌ عند أبي حَنيفَة .

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ: مَا زَادَ عَلَى الْمِاثَتَينِ، فزكَاتُه بحِسَابِه (٢) وإن كَانَ الغَالِبُ عَلَى الْمِاثَتَينِ، فزكَاتُه بحِسَابِه (٢) وإن كَانَ الغَالِبُ عَلَيهِ الغَشّ، فهُوَ في حُكْمِ الفِضَّة (٢) وإذَا كَانَ الغَالِبُ عَلَيهِ الغَشّ، فهُوَ في حُكْمِ العُرُوضُ (٤) ، ويُعتَبَرُ أَن تَبلُغَ قيمَتُهَا نِصَابًا (٥) .

#### باب زكاة الذهب

لَيسَ في مَا دونَ عِشرِينَ مِثْقَالا من الذَهَبِ صَدَقَةٌ، فإذَا كَانَتْ عِشرِينَ مِثْقَالا، وحَالَ عَلَيهَا الحَولُ، ففِيهَا نِصفُ مِثْقَالٍ (٢)، ثُمّ في كُلَّ أُربَعَةٍ مَثَاقِيلَ قِيرَاطَانِ (٧)، ولَيسَ في مَا دونَ

حليًا، فيجمع جميع ما في ملكه منها من الدراهم والخواتيم، وحلية السيف واللجام والسرج والكواكب في المصحف، والأواني والأسورة والدماليج، والخلاخيل وغير ذلك، فإن بلغت كلها وزن مائتي درهم وجب فيها خمسة دراهم، وإلا فلا، ولا ينعقد الحول حتى تبلغ مائتين، فإن كان وزنها دون المائتين فلا شئ فيها، والمعتبر في الدراهم وزن سبعة، وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، كما أن المعتبر في المثقال أن يكون كل سبعة منه وزن عشرة دراهم، بذلك جرى التقدير في ديوان عمر رضى الله، واستقر الأمر عليه. (الجوهرة والطائي وغيره)

- (٦) قوله: "حتى تبلغ أربعين. . . إلخ" لقوله عليه السلام في حديث معاذ رضى الله عنه: «لا تأخذ من الكسور شيئًا» ولقوله في حديث عمرو بن حزم: «وليس فيما دون الأربعين صدقة» ولأن الحرج مدفوع شرعًا، وفي إيجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف.
- (١) قوله: "في كل أربعين . . . إلخ" لما رواه ابن أبي شيبة قال : حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم عن الحسن قال : كتب عمر إلى أبي موسى الأشعرى : «فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهمًا درهم» .
- (۲) قوله: "فزكاته بحسابه . . . إلخ" لقوله عليه السلام في حديث على ، وما زاد على المائتين فبحسابه ،
   أقول: قال السرخسي : أما حديث على فلم ينقله من الثقات مرفوعًا ، فكان المصير إلى ما ذكر أولى .
- (٣) قوله: "في حكم الفضة . . . إلخ" لأنها إذا كانت هي الغالبة كان الغش مستهلكا، فلا اعتبار به، وهو أن تكون الفضة زائدة على النصف . (الجوهرة)
- (٤) قوله: "إذا كان الغالب عليه الغش، فهو في حكم العروض" لأن غلبته عليها يخرجها عن حكم الفضة بدليل جواز بيعها بالفضة متفاضلا، وإنما تكون في حكم العروض إذا كانت بحال لو أحرقت لا يخرج منها نصاب، أما إذا كان يخلص منها نصاب، وجب زكاة الخالص، وذلك لأن الدرهم لا تخلو عن غش قليل، لأنها لا تطبع إلا به، وتخلو عن الكثير، فجعلنا الغلبة فاصلة وهو أن يزيد على النصف اعتباراً للحقيقة، وإذا استوى الخالص والغش. قال في "الينابيع": اختلف فيه المتأخرون على ثلاثة أقوال، قال بعضهم: يجب خمسة احتياطًا، وقال بعضهم: درهمان ونصف، وقال بعضهم: لا يجب شيء -والله أعلم-. (الجوهرة وغيرها)
  - (٥) قوله: "ويعتبر أن تبلغ قيمتها نصابًا" ولابد فيه من نية التجارة كسائر العروض. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "نصف مثقال. . . إلخ" لما رويناه قبل من حديث معاذ، والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن
   عشرة دراهم، وهو المعروف كما مر في باب زكاة الفضة .

أربَعَة مَثَاقِيلَ صَدَقَةٌ عِندَ أبى حَنيفَة، وقالا: مَا زَادَ عَلَى العِشرِينَ، فزَكَاتُه بحِسَابِهَا (١١)، وفي تبرِ الذَهَبِ والفِضّة (٢)، وحُلِيّه مَا والآنِية مِنهُمَا زَكَاةٌ.

#### بابُ زَكَاة العُرُوض (٣)

الزَكَاةُ وَاجِبَةٌ فَى عُرُوضِ التِجَارَةِ كَائِنَةً مَا كَانَت (١)، إِذَا بَلَغَت قِيمَتُهَا نِصَابًا من الوَرَق(٥) أو الذَهَب يُقَوِّمُهَا، بِمَا هُوَ أَنفَعُ للفُقَرَاءِ والْمَسَاكِينِ مِنهُ مَا (٢).

(٧) قوله: "في كل أربعة مثاقيل . . . إلخ" لأن الواجب ربع العشر، والأربعة المثاقيل ثمانون قيراطًا، وربع عشرها قيراطان، وقد اعتبر الشرع كل دينار بعشرة دراهم، فيكون أربعة مثاقيل كأربعين درهمًا . (الجوهرة النيرة) (١) وهي مسألة الكسور كما بين .

- (٢) قوله: "وفى تبر الذهب. . . إلخ" التبر القطعة التي أخرجت من المعدن وهو غير المضروب، قوله: وحليهما، وقال الشافعي كل حلى معد للباس المباح، لا تجب فيه الزكاة، ولنا ما روى عن النبي على أنه رأى امرأتين تطوفان وعليهما سواران من ذهب، فقال: «أتؤديان زكاتهما؟ قالتا: لا، قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار جهنم؟ فقالتا: لا، قال: فأديا زكاتهما»، ولأن السبب مال نام، ودليل النماء موجود، وهو الإعداد للتجارة خلقة، وأما اليواقيت واللآلئ والجواهر، فلا زكاة فيها وإن كانت حليًا، إلا أن تكون للتجارة، وأما الآنية المتخذة من الذهب والفضة والألجمة وغيرها، فالزكاة فيها واجبة بلا خلاف. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "باب زكاة العروض" أخّره عن النقدين، لأنها تقوم بهما والعروض ما سوى النقدين، ومناسبة هذا الباب بباب زكاة الذهب أن الذهب خلق للتجارة والعروض تكون للتجارة بنية العبد، فيكون مناسبة ذلك. (الجوهرة والفاتح)
- (٤) قوله: "الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت" أي سواء كانت من جنس ما تجب فيه الزكاة، أو من غيره كالثياب والحمير. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "نصابًا من الورق" لقوله عليه السلام: فيها يقومها فيؤدى من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد، فأشبه المعد بإعداد الشرع، ويشترط نية التجارة ليثبت الإعداد، كذا في "الهداية".
- (٢) قوله: "بما هو أنفع للفقراء...إلخ" تفسير الأنفع أن يقوّمها بما يبلغ نصابًا عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف بما اشتراه إن كان الثمن من النقود، وإن اشتراه بغير النقود قومها بالنقد الغالب، وعند محمد بالنقد الغالب على كل حال، سواء اشتراها بأحد النقدين أو بغيره، والخلاف فيما إذا كانت تبلغ بكلا النقدين نصابًا، أما إذا بلغت بأحدهما قومها بالبالغ إجماعًا، بيانه أنه إذا قومها بالدراهم تبلغ مائتين وأربعين، وإن قومها بالدنائير تبلغ ثلاثة وعشرين دينارًا، فإنه يقومها بالدراهم عند أبي حنيفة، لأنه تجب عليه ستة دراهم، ولو قومها بالدنائير يجب نصف مثقال، وهو لا يساوى ستة دراهم، لأن قيمة المثقال عندهم عشرة دراهم، فإن كان لو قومها بالدنائير تبلغ أربعة وعشرين، ولو قومها بالدنائير تبلغ في القيمة عند أبي حنيفة يوم الحول، ولا يلتفت بعدذلك إلى زيادة القيمة ونقصانها، وعندهما يوم الأداء إلى الفقراء، كذا في " الجوهرة " .

وقَالَ أَبُويُوسُفَ: يُقَوَّمُ بِمَا اسْتَرَاهُ بِه، فإن اسْتَرَاهُ بغَيرِ الثَمَن يُقَوَّمُ بالنَقْد الغَالَب في الْمَصْرِ عَلَى كُلِّ حَال، وإذَا كَانَ النَصَابُ كَامَلا في الْمَصْرِ عَلَى كُلِّ حَال، وإذَا كَانَ النَصَابُ كَامَلا في طَرَفَي الْحَوْلِ، فنُقصَانُه فيما بَينَ ذَلِكَ (١) لا يُسقِطُ الزَكَاة (١) ويُضَم قيمة العُرُوض (١) إلَى الذَهب والفضة (١) وكُذَ لِكَ يُضَم الذَهب إلى الفضة بالقيمة (١) ويُضَم النَصابُ عِند أبى حَنيفة، وقَالاً: لا يُضَم الذَهب إلى الفضة بالقيمة، ويُضَم بالأجْزَاء (١) .

بابُ زَكَاة الزُرُوع والثمار (٧)

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ: في قَلِيلِ مَا أَخرَجَتُه (١) الأرض (١) وكَثِيرِه، العُشرُوَاجِبُ،

- (٣) وكذا يضم بعضها إلى بعض وإن اختلف أجناسها، كذا في "الجوهرة".
- (٤) حتى يتم النصاب، لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة، وإن افترقت جهة الإعداد.
- (٥) كما إذا كان معه مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم، فعليه الزكاة عند أبي حنيفة خلافًا لهما. (الجوهرة)
- (٦) كما إذا كان معه عشرة دنانير، قيمتها خمسون درهمًا، ومعه أيضًا مائة درهم وجبت عليه الزكاة عندهما بكمال النصاب بالأجزاء، وكذا عنده أيضًا احتياطًا لجهة الفقراء. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "باب زكاة الزروع . . . اهـ" المراد بالزكاة ههنا العشر وتسميته زكاة خرجت على قولهما ، لأنهما يشترطان النصاب والبقاء ، فكان نوع زكاة ، وكذا عند أبى حنيفة لما كان مصرفه مصرف الزكاة سمى زكاة ، كذا في "الجوهرة".
- (٨) قوله: "في قليل [حد القليل: الصاع وما دونه لا شيء فيه، وقيل: حده نصف صاع. (ج)] ما أخرجته الأرض. . . . إلخ "لقوله عليه السلام: «ما أخرجت الأرض ففيه العشر من غير فصل».
- (٩) قوله: "الأرض" والمراد بالأرض ههنا العشرية، وفي هذا القول "إشارة إلى أنه لا يلتفت إلى المالك، سواء كان بالغاً أو صبياً أو مجنوناً أو عبداً، أو كانت الأرض وقفاً على الرباطات أو المساجد أو المدارس.

<sup>(</sup>۱) قوله: "فنقصانه فيما بين ذلك، لا يسقط الزكاة" لأن النصاب شرط لليسر، وفي اعتبار الكمال في أثناءه عسر، فلا يعتبر، وإنما يعتبر ابتداء لينعقد سبب الوجوب على الأهل، والانتهاء ليجب الأداء على الأهل، قيد بالنقصان احترازًا عما إذا هلك كل النصاب، فإنه ينقطع الحول به بالاتفاق، وقال زفر: لا يلزمه الزكاة، إلا أن يكون النصاب كاملا من أول الحول إلى آخره، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. ولو مات الرجل في وسط الحول، ولم يبن الوارث على ذلك الحول. (الفاتح والجوهرة)

<sup>(</sup>٢) قوله: "لا يسقط الزكاة . . . إلخ" لأنه يشق اعتبار الكمال في أثناءه ، أما في أموال التجارة فظاهر ، لأن التاجر دائماً يتصرف في المال ، وتصرفه قد يكون رابحًا ، وقد لا يكون بازدياد السعر وغلاءه ، وأما في السوائم ، فإنها لا تخلو عن موت وولادة ربما تعيب بعضها ، أما في ابتداء الحول وانتهاء فلا بد من كمال النصاب ، أما في ابتداء فللانعقاد ، وأما في انتهاء فللوجوب . (الجوهرة)

سَوَاءٌ سُقى سَيحًا(١) أو سَقَتهُ السَمَاءُ(٢) إلا الحَطَبُ والقَصَبُ والحَشيش (٢).

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُ مَا اللهُ: لا يَجِبُ العُشْرُ إلا في مَا لَه تَمرَةٌ بَاقِيَةٌ (١٠)، إذَا بَلَغَتْ خَمسَةَ أُوسُقُ (٥)، والوَسَق: ستَّونَ صَاعًا بصَاع النبيّ عَلَيه السَلامُ .

ولَيسَ في الخَضرَوَاتِ عِندَهُما عُشرٌ(١)، وما سُقِيَ بغَرَبٍ (٧)، أو دَالِيَةٍ (٨)، أو سَانِيَةٍ (١)،

(الجوهرة)

(١) السيح: الماء الجارى.

(٢) قوله: "أو سقته السماء" لقوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقته السماء ففيه العشر» وهو عامة فيما له ثمرة باقية أو لم تكن، يعنى بالسماء المطر، قال الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيهِم مِدْرَارًا﴾ وقال الشاعر:

إذا وقع السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا عضابًا

وفي المصرعة الأخيرة صنعة الاستخدام. (الجوهرة والفاتح وغيره)

(٣) قوله: "إلا الحطب [هيزم وفي هندي: لكري] والقصب [في هندي: بانس] والحشيش [گهاس] الأن هذه الأشياء لا تستنبت عادةً. (ج)] يريد بالحطب ما لم ينبت الإنسان في الجنان، ولا يقصد به اشتغال الأرض، وبالقصب القصب الفارسي، وهو الذي يؤخذ منه الأقلام، فإن كان قصب السكر، وقصب الزريرة يجب فيهما العشر، والزريرة هو قصب السنبل. وبالحشيش الذي ينبت بغير زراعة، وهذا كله إذا كان في أطراف الأرض، أما إذا اتخذ أرضه مقصبة أو مشجرة أو منبتًا للحشيش، وساق إليه الماء، ومنع الناس منه، يجب فيه العُشر. (الجوهرة والفاتح)

- (٤) قوله: "لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية [أى تبقى عنده حولا من غير تكلف]" أى تبقى عينه حولا من غير تكلف ولا تشميس مما يقتات، كالحنطة والشعير والذرة والدُخن والأرز والجاورس والعدس والماش واللوبيا، وهى الدُّجر والحمص والبرعى والهندياء والتمر والزبيب، وما أشبه ذلك مما يقصد به الأكل، وهو يبقى سنة أو ينتفع به انتفاعاً عاماً كالزعفران والعصفر، والفلفل والكمون والخردل والكزبرة، ففيه العشر، وفى السمسم العشر، فإن عصر قبل أن يؤخذ منه العشر، أخذ دهنه ولم يؤخذ من الشجيرة شيء، وكذا الزيتون على هذا، ويجب العشر في الجوز واللوز والبصل والثوم في الصحيح، ولا عشر في الأدوية كالسعتر والشونيز. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "خمسة أوسق [قبل: المرادبه الزكاة إذا كانت للتجارة، وحملناه على ذلك توفيقًا بين الأحاديث. (الفاتح)]. . . إلخ "لقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولم يردبه الزكاة، لأنها تجب فيما دون خمسة أوسق إذا بلغت قيمته مائتي درهم، فتعين العشر، ولأبي حنيفة ما رويناه قبل، وتأويل هذا أي ما روياه زكاة التجارة، لأنهم كانوا يبتاعون بالأوساق، وقيمة الوسق أربعون درهمًا، فيكون قيمة خمسة أوسق مائتا درهم، وهو نصاب الزكاة. (الفاتح وغيره)
- (٦) قوله: "وليس في الخضروات. . . إلخ" لقوله عليه السلام: «ليس في الخضروات صدقة»، وله أي لأبي حنيفة ما رويناه، ومرويهما محمول على صدقة يأخذها العاشر. قلت: ما روياه أخرجه الترمذي والحاكم والطبراني والدارقطني وأسانيده ضعيفة، فلا مصير إلا إلى ما رواه رحمه الله.
  - (٧) هو الدلو الكُبير سقى بالبقر، ويكون من جلد الثور. (الفاتح)

ففيه نصفُ العُشْر عَلَى القَولَين (١).

وقَالَ أَبُو يُوسُفَ: فيمَا لا يُوسَقُ ('') كالزَعفَرَانِ والقُطنِ يَجِبُ فِيهِ العُشْرُ، إذَا بَلَغَت قِيمَتُه قيمَةَ حَمسَة أوسُق من أدنَى ما يَد خُلُ تَحتَ الوَسَق (").

وقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجِبُ العُشْرُ إِذَا بَلَغَ الْخَارِجُ حَمَسةَ أَمثَالٍ مِن أَعْلَى مَا يُقدَّرُبِه نَوعُه، فاعتُبِرَ في القُطْنِ (١٠) خَمَسةُ أُحمَالً (٥) وفي الزَعفَرَانِ خَمَسةُ أَمنَاءٍ (١) وفي العَسَلِ العُشْرُ (٧) إِذَا أَخَذَ مِن أَرضِ العُشْرِ قَلَّ أَو كَثُرَ .

- (٨) الدالية: الدولاب.
- (٩) السانية: البعير الذي يستقى به الماء. (ج)
- (۱) قوله: "على القولين. . . إلخ" على اختلاف القولين عند أبى حنيفة لا يشترط النصاب والبقاء، وعندهما يشترط، ولو سقى الزرع في بعض السنة سيحًا، وفي بعضها بالغرب، فالمعتبر الأغلب من ذلك، كما في السوائم إذا علفها صاحبها في الحول، واختلفوا في وقت وجوب العشر في الأثمار والزرع، فقال أبو حنيفة وزفر: تجب عند ظهور الثمر، والأمن عليها من الفساد، وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حدا ينتقع بها، وقال أبويوسف: عند استحقاق الحصاد، وقال محمد: إذا حصدت وصارت في الجرين. (الجوهرة)
  - (٢) أي لا يكال.
- (٣) قوله: "من أدنى ما يدخل تحت الوسق [قال صاحب "الهداية": كالذرة في زماننا. (ج)]" وهو الذرة بالفارسية أرزن، لأن أعلاه الحنطة والشعير. (الفاتح)
  - (٤) يقال له في الفارسية: ينبه، وفي الهندية: روئي.
    - (٥) كل حمل ثلاثمائة منّ. (ج)
    - (٦) كل منّ ستة وعشرون أوقية . (ج)
- (٧) قوله: "وفي العسل العشر. . . إلخ " لما روى أن بنى شبابة -بفتح الشين- قوم من خثعم بالطائف كانت لهم نحل، وكانوا يؤدون من عسلها إلى رسول الله على من كل عشر قرب قربة، وكان يحمى لهم واديهم، فلما كان في زمن عمر رضى الله عنه استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفى، وأبوا أن يعطوه شيئًا من العسل، فكتب إلى عمر رضى الله عنه بذلك، فكتب إليه عمر رضى الله عنه أن النحل ذباب غيث يسوقه الله تعالى من يشاء، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله يَلِي فاحم لهم واديهم وإلا فخل بينهم وبين الناس، فدفعوا إليه حينئذ العشر منه، كذا في "النهاية" والمعنى فيه أن النحل تأكل من أنوار الشجر ومن ثمارها، كما قال الله تعالى: ﴿ ثُمُّ مَنُ لَى مِن كُلِّ التَّمَرَاتِ ﴾ والعسل متولد من الثمار، وفي الثمار إذا كانت في الأرض العشرية العشر، فكذا ما يتولد منها، وأما إذا كانت الأرض خراجية، لم يجب فيها شيء، لأن ثمارها لم يجب فيها عشر، وبهذا فارق دود القز مو فإنه يأكل الأوراق دون الثمار، وليس في الأوراق شيء، فكذا فيما يتولد منها، والذي يتولد من دود القز مو الإبريسم، ولا عشر فيه لما ذكرنا، ثم عند أبي حنيفة: يجب العشر في العسل قل أو كثر، لأنه يجرى مجرى الثمار، والعشر عنده يجب في قليل الثمار وكثيرها، لأنه لا يعتبر فيها النصاب. (الجوهرة)

وَقَالَ أَبُويُوسُفَ: فِيه حَتَّى تَبلُغَ عَشَرَةَ أَزقَاقُ (')، وقَالَ مُحَمَّدٌ: خَمسَةَ أَفرَاقٍ (')، وقَالَ مُحَمَّدٌ: خَمسَةَ أَفرَاقٍ (')، والفَرَقُ: سِتّةٌ وثَلاثُونَ رِطلا ('') بالعِرَاقِيّ، ولَيسَ في الخَارِجِ مِن أَرضِ الخِرَاجِ عُشرٌ (') . بابُمَن يَجُوزُ دَفْعُ الصَدَقَة إلَيه ومَن لا يَجُوزُ (')

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ (٢)﴾ الآيَة (٧)، فهَذه تَمَانِيَةُ أصنَاف، فَقَد سَقَطَ منهَا الْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُم، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أعَزَّ الإسلامَ، وأغنَى عَنهُم (٨) .

(١) قوله: "عشرة أزقاق" كل زق خمسون منّا، ومجموعه خمس مائة منّ، قال في "الصراح": زق -بالكسر - بمعني مشك جمعه أزقاق. (الجوهرة وغيرها)

(٢) قوله: "وقال محمد: خمسة أفراق، والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي" الفرق بفتحتين إناء يأخذ ستة عشر رطلا، كذا في المستصفى، وكذا قال صاحب "الصراح": فرق -بسكون الراء وتحريكه - پيمانه أهل مدينه، وآن شانزده رطل است، جمعها فرقان مثل بطن وبطنان وحَمل وحَمل وحُملان، وفي "المغرب": الفرق إناء يأخذ ستة وثلاثين رطلا، والتوفيق بين العبارتين أن أحد هما محمول على الفرق المدنى، والثاني على العراقي، وإنما اعتبره محمد رحمه الله بخمسة أفراق على أصله في اعتبار خمسة أمثال أعلى ما يقدر به نوعه. (الجوهرة والفاتح وغيره)

- (٣) لأنه أقصى ما يقدر به .
- (٤) قوله: "وليس في الخارج من أرض الخراج عشر" [يحتمل أن يرجع إلى ما يخرج منها من العسل، وإلى ما يخرج منها من العسل، وإلى ما يخرج من الحبوب والثمار (ج)] قال النبي ﷺ «لا تجمع عشر وخراج» وقال الشافعي: فيه العشر. (الفاتح)
  - (٥) لما ذكر الزكاة على تعدادها، وكانت لابدلها من المصارف أورد باب المصارف بعدها. (ج)
- (٦) قوله: "إنما الصدقات للفقراء...إلخ" اللام في هذا لبيان جهة المستحق لا للتشريك والقسمة، بل كل صنف مما ذكرهم الله يجوز للإنسان دفع صدقته كلها إليه دون بقية الأصناف، ويجوز إلى واحد من الصنف، لأن كل صنف منهم لا يحصى، والإضافة إلى من لا يحصى لا يكون للتمليك، وإنما هو لبيان الجهة، فيتناول الجنس و هو الواحد، ألا ترى أن من حلف لا يشرب ماء دجلة، فشرب منه جرعة واحدة حنث، لأنه لايقدر على شربه كله، فعلم أن هذه الأصناف الثمانية بجملتهم للزكاة مثل الكعبة للصلاة، وكل صنف منهم مثل جزء من الكعبة، واستقبال جزء من الكعبة كاف، وقوله تعالى: ﴿إنّما ﴾ لإثبات المذكور ونفى ما عداه، وهي حصر لجنس الصدقات على هذه الأصناف المعدودة، وأنها مختصة بهم منحصرة عليهم، كأنه قال: إنما هي لهم، وليست لغيرهم. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "الآية بالرفع والنصب" فالرفع على تقدير الآية بتمامها، والنصب على تقدير أنم الآية، وتمام الآية كذلك: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالعَاملِينَ عَلَيهَا وَالْمُولَفَةَ قُلُوبُهُم وَفِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابنِ السَّبِيلِ ﴾، وعدل عن الكلم إلى في في الأربعة الأخيرة ليؤذن بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره، لأن "في "للوعاء وتكرير "في "في قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابنِ السَّبِيلِ ﴾ يؤذن ترجيح هذين على الرقاب والغارمين. (الجوهرة والفاتح)
- (٨) قوله: "فقد سقط منها المؤلفة قلوبهم [لأن الإجماع انعقد على ذلك. (ج)] لأن الله تعالى أعز الإسلام

والفَقِيرُ: مَن لَه أَدنَى شَىء، والْمسكِينُ: مَن لاشَىء لَه (۱)، والعَامِلُ: يَد فَعُ إِلَيهِ الإِمَامُ إِن عَملَ بقَد رِعَملَه (۲)، وفى الرِقابِ أَن يُعَانَ الْمُكَاتَبُونَ فِى فَك رِقَابِهِم (۲)، والغَارِمُ: مَن لَزِمَه دَينٌ (٤)، وفى سَبِيلِ اللهِ مُنقَطعُ الغُزَاة (٥)، وابنُ السَبِيلِ: مَن كَانَ لَه مَالٌ فى وَطَنه (٢)، وهُوَ فى

وأغنى عنهم وهم ثلاثة أصناف: صنف كانوا يؤلفهم النبى وصنف يعطيهم لدفع شرهم، مثل عباس بن مرداس السلمى أسلموا، ولكن على ضعف، فيريد تقريرهم عليه، وصنف يعطيهم لدفع شرهم، مثل عباس بن مرداس السلمى وعيينة بن حصن الفزارى وصفوان ابن أمية القرشى والأقرع بن حابس التميمي وسفيان بن حرب الأموى، ولم يكن رسول الله وهيه عطيهم خوفًا منهم، لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يخافون إلا الله تعالى، وإنحا يعطيهم خشية أن يكبهم الله على وجوههم في نار جهنم. فإن قيل: كيف جاز أن يصرف إليهم وهم كفار؟ قيل: لأن الجهاد فرض على فقراء المسلمين وأغنياءهم، فكان الدفع إليهم من مال الفقراء قائمًا مقام جهادهم في ذلك الموقت، فكأنه دفعه إليهم ثم سقط هذا السهم بوفاة رسول الله في فلما قبض رسول الله والله عام بعادتهم، فكتب لهم بعادتهم، فكتب لهم فذهبوا بالكتاب إلى عمر رضى الله عنه ليأخذوا بيننا وبينكم، ورجعوا إلى أبي بكر رضى الله عنه، فقالوا له: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: هو إن شاء الله وأمضى ما فعله عمر رضى الله عنه، فبطل حقهم من ذلك، وبقى سبعة، واختلفوا في وجه سقوطه بعد النبي بعد ثبوته بالكتاب، فمنهم من ارتكب جواز نسخ الكتاب بناء على أن الإجماع حجة قطعية، وليس بصحيح، ومنهم من الكتاب، فمنهم من ارتكب جواز نسخ الكتاب بناء على أن الإجماع حجة قطعية، وليس بصحيح، ومنهم من قال: هو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء العلة، كذا في "العناية". (الجوهرة وغيرها)

(۱) قوله: والفقير من له أدنى شيء، والمسكين من لا شيء له [وقيل: على العكس، الأول أصح]" قال في "الينابيع": الفقير: هو الذي لا يسأل الناس، ولا يطوف على الأبواب، والمسكين: هو الذي يسأل، ويطوف على الأبواب، فإن قيل: البداية بالفقراء دليل على أنهم أحوج، قلنا: إنما بدأ بهم لأنهم لا يسألون، فالاهتمام بهم مقدم على من يسأل. (الجوهرة)

(۲) قوله: "والعامل يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله" أى يعطيه ما يكفيه وأعوانه بالمعروف غير مقدر بالشمن، والعامل هو الساعى الذى نصبه الإمام على أخذ الصدقات، ولو هلك المال في يد العامل وضاع، سقط حقه، وأجزأه عن الزكاة عن المؤدين، ولا يجوز أن يعطى العامل الهاشمى من الزكاة شيئًا، تنزيبًا لقرابة رسول الله على عن شبهة الوسخ، ويجوز لغير الهاشمى ذلك، وإن كان غنيًا، لأن الغنى لا يوازى الهاشمى في استحقاق الكرامة، فإن جعل الهاشمى عاملا، وأعطى من غير الزكاة، فلا بأس به، ثم الذي يأخذ العامل أجرة من وجه حتى يجوز له مع الغنى، وصدقة من وجه، حتى لا يجوز للعامل الهاشمى تنزيبًا له عنها. (الجوهرة النيرة)

(٣) قوله: "وفى الرقاب أن يعان المكاتبون في فك رقابهم" إلا مكاتب الهاشمي، فإنه لا يعطى منها شيئًا، بخلاف المكاتب الغني إذا كان كبيرًا، أما إذا كان صغيرًا فلا يجوز، فإن عجز المكاتب وقد دفع إليه الزكاة، يطيب لمولاه الغني أكله، وكذا إذا دفعت الزكاة إلى الفقير، ثم استغنى والزكاة باقية في يده، يطيب له أكلها. (الجوهرة)

(٤) قوله: "والغارم من لزمه دين [ويجوز أن يراد بالغارم من له دين على الناس، ولا يقدر على أخذه، وليس عنده نصاب فاضل، ولا يكون هاشميًا. (الفتح)]" أي يحيط بماله أو لا يملك نصابًا فاضلا عن دينه، وكذا إذا كان له دين على غيره، لم يكن به غنيًا، سواء كان نصابًا أو أكثر، لأنه لم يكن بذلك غنيًا. (الجوهرة)

(٥) قوله: "منقطع الغزاة" أي الذي عجز عن اللحوق بجيش الإسلام، وهذا عند أبي يوسف، وهو

مَكَانَ أَخَرَلا شَيءَ لَه فيه، فهَذه جهَاتُ الزَّكَاة .

وللمَالِكِ أَن يَد فَعَ إِلَى كُلَّ وَاحِد مِنهُم (١)، ولَه أَن يَقتَصِرَ عَلَى صِنْف وَاحِد، ولا يَجُوزُ أَن يَد فَعَ الزَكَاةَ إلى ذِمّى (٢)، ولا يُجُوزُ أَن يَد فَعَ الزَكَاةَ إلى ذِمّى (٢)، ولا يُبنَى بِهَا مَسجِدٌ (٣)، ولا يُكَفِّنُ بِهَا مَيّتُ (١)، ولا يُشترى

الأظهر، ومنقطع الحاج عند محمد، وقيل: طلبة العلم، وفسره في "البدائع" بجميع القرب، أي فسر المراد في قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ الله﴾ فإضافة المنقطع إلى الغزاة للتوضيح ليشمل منقطع الحاج ومنقطع غير الغزاة. (فتح المعين)

(٦) قوله: "وابن السبيل . . . إلخ" ولا يجدمن يدينه، فيعطى من الزكاة لحاجته، وإنما يأخذ ما يكفيه إلى وطنه لا غير، وسمى ابن السبيل لأنه ملازم للسفر، والسبيل الطريق، فنسب إليه، ولو كان معه ما يوصله إلى بلده من زاد وحمولة، لم يجز أن يعطى من الزكاة، لأنه غير محتاج. (الجوهرة)

(١) قوله: "وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم" وله أن يقتصر على صنف واحد، وهو قول عمر ابن الخطاب وعلى ابن أبى طالب وابن عباس ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وجماعة أخرى رضى الله عنهم، ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك، فكان إجماعاً.

وقال الشافعي: لا يجوز ما لم يصرف إلى الأصناف السبعة من كل صنف ثلاثة، لأن الله تعالى أضاف جميع الصدقات إليهم بلام التمليك، وأشرك بينهم بواو التشريك، وذكرهم بلفظ الجمع وأقله ثلاثة. ولنا قوله تعالى: ﴿وَإِن تُخفُوهَا وَتُؤتُوهَا الفُقَراءَ فَهُو خَيرٌ لكُم ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿إِنْ تُبدُوا الصّدَقَات فَنعِما هي ﴾ فعلم أن الفقراء مصارف الصدقات من غير أصناف سبعة، واللام للعاقبة، أي عاقبة الصدقات للفقراء، لا أنها ملكهم، إذ لو كانت للتمليك لما جاز له أن يطأ جارية له للتجارة لمشاركة الفقراء فيها، ولأن بعض المصارف ليس فيه لام، وهو قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ الله ﴾ فلا يصح دعوى التمليك وليس الكل بلفظ الجمع كابن السبيل. (فتح المعين)

(٢) قوله: "ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي "وإن كان فقيراً، وقال زفر: الإسلام ليس بشرط لقوله تعالى: ﴿لا يَنهَاكُمُ اللهُ عَن الّذِينَ لَم يُقَاتِلُوكُم في الدّين وَلَم يُخرجُوكُم مِن دِياركُم أَنْ تَبَروهُم ﴿ وقوله تعالى: ﴿إِنّهَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقْرَاء ﴾ من غير قيد بالإسلام، ولنا حديث معاذ رضى الله عنه: خذها من أغنياءهم، وردها إلى فقراءهم، فإن قيل : لا تجوز الزيادة بخبر الواحد، لأنه نسخ، قلنا: النص مخصوص بقوله تعالى: ﴿إنّهَا يَنهَاكُمُ اللهُ عَن الّذِينَ قَاتَلُوكُم في الدّين ﴾ وأجمعوا على أن فقراء أهل الحرب خرجوا من عموم الفقراء، وكذا أصول المزكى وفروعه وزوجته، فجاز تخصيصه بخبر الواحد والقياس، ويجوز دفع صدقة التطوع إليه إجماعًا، واختلفوا في صدقة الفطر والنذور والكفارات، فعندهما: يجوز دفعها إلى الذمي إلا أن الصرف إلى فقراء المسلمين أفضل، وعند أبي يوسف: لا تجوز اعتباراً بالزكاة، وأما الحربي المستأمن، فلا يجوز صرف الزكاة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع، ويجوز صرف صدقة التطوع إليه. (فتح المعين والجوهرة)

(٣) قوله: "ولا يبنى بها مسجد" أى لا تصرف الزكاة في بناء مسجد وقنطرة وسقاية وإصلاح طرق، وكرى الأنهار والحج والجهاد، وكل ما لا تمليك فيه. فإن قيل: اللام في الآية للعاقبة، وجعلتم عدم جواز الزكاة في بناء مسجد وغيره، لعدم التمليك، قلنا: كونها للعاقبة لا ينافي اشتراط التمليك، لأنها تدل على ثبوت الملك لهم بعد الصرف إليهم، أما قبله فلا لعدم تعينهم، فجعلها للعاقبة بالنظر إلى ما قبل الصرف لهم. (الفتح والعيني)

(٤) قوله: "ولا يكفن بها ميت [لانعدام التمليك وهو الركن]" لانعدام التمليك منه وهو الركن، والدليل على أن التمليك لا يتحقق في تكفين الميت أن الذئب لو أكل الميت يكون الكفن للمكفن لا للوارث، كذا في

بِهَارَقَبَةٌ يُعتَقُ (١) ولا تُدفَعُ إلى غَنِي (٢) ولا يَدفَعُ الْمُزَكِّى زَكَاتَه إلى أبِيهِ وجَدَّه وإن عَلا (٢) ولا إلى ولا إلى أمّه وجَدَّاتِه وإن عَلَت (٥) ولا إلى امْرَأتِه (١) ولا إلى امْرَأتِه (١) ولا إلى امْرَأتِه (١) ولا يَدفَعُ النَّمَ أَةُ إلى زَوجها عندَ أبى حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى .

"النهاية". (الجوهرة)

(۱) قوله: "ولا يشترى بها رقبة يعتق" لأن الركن في الزكاة التمليك، ولم يوجد خلافًا لمالك رحمه الله حيث قال: يعتق منها الرقبة لقوله تعالى: ﴿وَفِي الرَّفَابِ﴾ ولأنه يجوز دفعها للمكاتب، لأنه عبد ما دام عليه درهم، ولنا أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ! فقال: دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني عن النار، فقال: أعتق النسمة، وفك الرقبة، فقال: يا رسول ﷺ، أو ليسا واحدًا؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمراد بالرقاب المكاتبون، أي يعانون في فك رقابهم، وهو قول جمهور العلماء. (فتح المعين)

(٢) قوله: "ولا تدفع إلى غنى" لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغنى، والغنى هو الذى يملك نصابًا من النقدين أو ما قيمته نصاب فاضلا عن حواثجه الأصلية من ثيابه ودار سكناه وأثاثه وعبيد خدمته ودواب ركوبه وسلاح استعماله، ثم الغناء على ثلاث مراتب: الأولى ما يتعلق به وجوب الزكاة. والثانية: ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية، وهو ما يكون مالكًا لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية، وهو المراد ههنا. والثالثة ما يتعلق به تحريم السؤال، وهو أن يكون مالكًا لقوت يومه، وما يستر به عورته عند عامة العلماء. (الفتح)

(٣) قوله: "ولا يدفع المزكى زكاته إلى أبيه وجده وإن علا" سواء كان من جهة الآباء أو الأمهات، لأن منافع الأملاك بينهما متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ولأن نفقتهم عليه مستحقة، ومؤاساتهم عليه واجبة من طريق الصلة، فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى، كالولد الصغير، ولأن مال الابن مضاف إلى الأب، قال عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك»، وكذا دفع عشره وسائر واجباته لا تجوز إليهم. (الجوهرة)

(٤) قوله: "ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل" سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث، وسواء كانوا صغاراً أو كباراً، لأنه إن كان صغيراً، فنفقته على أبيه وأخيه، وإن كان كبيراً، فلا يجوز أيضاً لعدم خلوص الخروج عن ملك الأب؛ لأن للوالد شبهة في ملك ابنه، فكان ما يدفعه إلى ولده، كالباقي على ملكه من وجه، وكذا المخلوق من ماءه من الزنا لا يعطيه زكاته، وكذا إذا نفي ولده أيضاً، ولو تزوجت امرأة الغائب فولدت، قال أبو حنيفة: الولد من الأول، ومع هذا لا يجوز للأول دفع زكاته إليهم، ولا تجوز شهادتهم، كذا ذكره التمرتاشي، كذا في "النهاية"، وفي "الواقعات": روى عن أبي حنيفة أن الأولاد من الثاني، رجع إلى هذا القول، وعليه الفتوى. (الجوهرة)

(٥) قوله: "ولا إلى أمه وجدته وإن علت" سواء كانت من قبل الأب والأم أو كليهما، لأن منافع الأملاك بينهما متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال. (العيني وغيره)

(٦) قوله: "ولا إلى امرأته" أى لا يدفع الزكاة إلى زوجته ولو كانت معتدة من بائن، أو ثلاث لما بين الزوجين من الاتصال والاشتراك في المنافع لوجود الاشتراك في الانتفاع عادة، فكان كالاتصال بين الأصول والفروع، وهذا بالاتفاق. (الفتح)

(۱) قوله: "ولا تدفع المرأة إلى زوجها" عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى، وقالا: تدفع إليه إن كان فقيرًا، وبه قال الشافعى، لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما، قالت: يا رسول الله! إنك أمرت اليوم بالصدقة، وقد كان عندى حلى، فاردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود رضى الله عنه هو وولده أنهما أحق من تصدقت عليهم، فقال عليه السلام: صدق ابن مسعود رضى الله عنه، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، ولك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. ولأبى حنيفة ما ذكرنا من الاتصال بينهما، وحديث زينب كان فى صدقة التطوع لا الواجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: «زوجك وولدك أحق»، والواجب لا يجوز صرفه إلى الولد، ولأن عند الشافعي لا تجب الزكاة في الحلى، وزينب تصدقت بالكل، فدل أنها كانت تطوعًا. (الفتح وغيره)

- (٢) قوله: "ولا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه" وكذا لا يدفع إلى مدبره وأمهات أولاده، لعدم التمليك، إذ كسب المملوك لسيده، وله حق في كسب مكاتبه، المكاتب عبد ما بقى عليه درهم، وربما يعجز، فيكون الكسب للمولى، فيعود إليه. (الجوهرة وغيرها)
- (٣) قوله: "ولا مملوك غنى" لأن الملك واقع لمولاه، ومدبر الغنى وأم ولده بمنزلة القن، ومكاتب الغنى يجوز الدفع إليه، لقوله تعالى: ﴿وَفِي الرَّقَابِ﴾. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "وولد غنى إذا كان صغيرًا" أى لا يدفع إلى ولد الغنى إذا كان الولد صغيرًا، لأنه يعد غنيًا بمال أبيه، بخلاف ما إذا كان كبيرًا فقيرًا، فإنه يجوز الدفع إليه، لأنه لايعد غنيًا بيسار أبيه، ولو كانت نفقته عليه، بأن كان زمنًا، وكذا امرأته وأبوه وطفل الغنية إذا كانوا فقراء، يجوز الدفع إليهم. (الجوهرة ومسكين والطائي)
- (٥) قوله: "ولا يدفع إلى بني هاشم" لخبر البخاري رحمه الله الباري: نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة، ولقوله عليه السلام: «يا بني هاشم إن الله حرم عليكم غسالة أموال الناس وأوساخهم، وعوضكم منها خمس الخمس وهو سهم ذوى القربي. (الفاتح والمستخلص والفتح)
- (٦) قوله: "وهم آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب" خصوا بالذكر؛ لأن بعض بنى هاشم يعنى بنى أبى لهب يجوز دفع الزكاة إليهم، لأن حرمة الصدقة كرامة لهم، وإنجا استحقوها لنصرتهم النبى في في الجاهلية والإسلام، ثم سرى ذلك إلى أولادهم، وأبو لهب آذى النبى في فلا يستحق الكرامة، والهاشمي لا يجوز له أن يدفع زكاته إلى هاشمي مثله عند أبي حنيفة، خلافًا لأبي يوسف. (الفتح والمستخلص)
- (٧) قوله: "ومواليهم" عطف على بنى هاشم، أى لا يدفع إلى مواليهم، أى عبيدهم ومعتقيهم، لحديث «مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة» رواه أبو داود والترمذى والنسائى، وقال الترمذى: حسن صحيح، وكذا صححه الحاكم، وروى أن مولى لرسول الله على سأله: أتحل لى الصدقة؟ فقال: لا أنت مولانا، ولما روى أنه عليه السلام بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة، فقال الرجل لأبي رافع مولى رسول الله على أصحبنى فإنك تصيب منها، فقال: حتى أسأل رسول الله على الصدقة وحرمتها لا من جميع الوجوه، ألا ترى أنه الصدقة لا تحل لنا»، وإن مولى القوم من أنفسهم، أى فى حل الصدقة وحرمتها لا من جميع الوجوه، ألا ترى أنه

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: إِذَا دَفَعَ الزَكَاةَ إِلَى رَجُلٍ يَظُنّهُ فَقِيرًا، ثُمّ بَانَ أَنّه عَنِى، أو هَاشِمِى، أو كَافِر، أو دَفَعَ في ظُلَمَة إِلَى فَقِيرٍ، ثُمّ بَانَ أَنّه أَبُوهُ أو ابنُه، فلا إعَادَةَ عَلَيه (۱) . وقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وعَلَيه الإعَادَةُ (۱) ، ولو دَفَعَ إلَى شَخصٍ ، ثُمّ عَلَمَ أَنّه عَبَدُهُ أو مُكَاتَبُه لَم يَجُزْ في قَولهم جَميعًا(۱) .

ولا يَجُوزُ دَفعُ الزَكَاةِ إِلَى مَن يَملَكُ نُصابًا مِن أَى مَالٍ كَانَ (١)، ويَجُوزُ دَفَعُهَا إِلَى مَن يَملِكُ أَقَل مِن ذَلِك، وإن كَانَ صَحِيحًا مُكتَسِبًا (٥).

ليس بكفو لهم، ولا فرق بين الصدقة الواجبة والتطوع، وكذا الوقف لا يحل لهم، وقال بعض أصحابنا: يحلُّ لهم التطوع على وجه الصلة، أما مكاتبوهم فذكر في "الوجيز" خلافًا، والظاهر منه أنه لا يجوز. (الفتح والمستخلص والفاتح وغيرها)

- (۱) قوله: "فلا إعادة عليه" لما رواه البخارى عن معن بن يزيد أنه قال: كان أبى يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل فى المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الشيخ ، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن! ولأن الوقف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع، ولو أمرناه بالإعادة لكان مجتهدًا فيه أيضًا، فلا فائدة فيه، بخلاف الأشياء التي استدل بها، لأنه يمكنه السوقوف عليه حقيقة، وصحة الدفع في صورة التحرى مقيدة بما إذا كان في أكبر رأيه أنه مصرف، أما لو شك فلم يتحر أو تحرى فدفع وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجوز. (الفتح ومسكين)
- (٢) قوله: "وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: وعليه الإعادة" لأن خطأه ظهر بيقين، فصار كما إذا توضأ بجاء، أو صلى في ثوب، ثم تبين أنه كان نجسا، أو قضى القاضى باجتهاد، ثم ظهر له نص بخلافه، وبه قال الشافعي أيضًا، وجوابهما أن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع، فيبنى الأمر فيها على ما يقع عنده، كما إذا اشتبهت عليه القبلة، فإنه يتحرى، فيكون ما يقع عنده. (الفتح ومسكين وغيرهما)
- (٣) قوله: "لم يجز في قولهم جميعًا" لانعدام التمليك إذ كسب المملوك لسيده وله حق في كسب مكاتبه، فلم يتم التمليك، وكذا إذا كان مدبره أو أم ولده، لا يجزئه الزكاة، ويلزمه الإعادة. (الجوهرة والفاتح)
- (٤) قوله: "ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابًا [لأن الغنى الشرعى مقدر به. (اللباب للميدانى رحمه الله تعالى] من أى مال كان سواء كان من النقدين أو من العروض، أو من السوائم، لقوله عليه السلام: لا يحل الصدقة لغنى، كذا في "الفاتح". وقال في الجوهرة: سواء كان النصاب ناميًا أو غير نام، حتى لو كان له بيت لا يسكنه يساوى مائتى درهم، لا يجوز صرف الزكاة إليه، هذا النصاب المعتبر في وجوب الفطرة والأضحية، وقوله: وإلى من يملك نصابًا الشرط أن يكون النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية. (الجوهرة والفاتح)
- (٥) قوله: "ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحًا مكتسبًا" لأنه فقير إلا أنه يحرم عليه السوال، ويكره أن يدفع إلى فقير واحد مائتى درهم فصاعدًا، فإن دفع جاز، وقال زفر: لا يجوز، لأن الغناء قارن الأداء، فيتعقبه، لأن الحكم لا يكون إلا بعد العلة، قارن الأداء، فيتعقبه، لأن الحكم لا يكون إلا بعد العلة، لكنه يكره لقرب الغناء منه، كمن صلى وبقربه نجاسة فإنه يكره، قال هشام: سألت أبايوسف عن رجل له مائة وتسعون درهمًا، فتصدق عليه درهمين، فقال: يأخذ واحدًا ويرد واحدًا، كذا في الفتاوى. (الجوهرة)

ويُكرَهُ نَقلُ الزَكَاةِ مِن بَلَد إلى بَلَد آخَرَ (١)، وإنّمَا يُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلَّ قَومٍ فِيهِم إلا أَن يَحتَاجَ أَن يَنقُلَهَا الإنسَانُ إلَى قَرَابَتِه، أو إلى قَومٍ هُم أُحوَجُ إلَيهِ مِن أَهلِ بَلَدِهِ (٢). بابُ صَدَقَة الفطر (٣)

## صَدَقَةُ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرّ الْمُسلِمِ (١)، إذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقدَ ارِ النِصَابِ، فَاضِلا عَن

(۱) قوله: "ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر" وإنما يفرق صدقة كل قوم فيهم، لما روينا من حديث معاذ رضى الله عنه، ولأن فيه رعاية حق الجوار، فمهما كانت المجاورة أقرب كان رعايتها أوجب، فإن نقلها إلى غيرهم أجزأه، وإن كان مكروها، لأن المصرف مطلق الفقراء بالنص، وإنما يكره نقلها إذا كان في حينها بأن أخرجها بعد الحول أما إذا كان الإخراج قبل حينها، فلا بأس بالنقل، وفي الفتاوي رجل له مال في يد شريكه في غير مصره، فإنه يصرف الزكاة إلى فقراء الموضع الذي فيه المال دون المصر الذي هو فيه، ولو كان مكان المال وصية للفقراء فإنها تصرف إلى فقراء البلد الذي فيه الموصى، والأصل إن في الزكاة يعتبر مكان المال، وفي الفطرة عن نفسه مكانه بالإجماع وعن عبيده وأو لاده مكان العبيد والأولاد عند أبي يوسف، وقال محمد: مكان الأب والمولى وهو الصحيح. (الجوهرة)

(٢) قوله: "إلا أن يحتاج أن ينقلها الإنسان إلى قرابته. . . إلخ" لما فيه من الصلة وزيادة دفع الحاجة، واعلم أن الأفضل في الزكاة والفطرة والنذور الصرف أولا إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم، ثم إلى الأعمام والعمات، ثم إلى أولادهم، ثم إلى الأحوال والخالات، ثم إلى أولادهم، ثم إلى ذوى الأرحام من بعدهم، ثم إلى الجيران، ثم إلى أهل حازنة، ثم إلى أهل مصره أو قريته، ولا ينقلها إلى بلاد أخرى إلا إذا كانوا أحوج إليها من أهل بلده أو قريته -والله أعلم-. (الجوهرة)

(٣) قوله: "باب صدقة الفطر" هذا من باب إضافة الشيء إلى شرطه، كما في حجة الإسلام، وقيل: من باب إضافة الشيء إلى شرطه، كما في حجة الإسلام، وقيل: من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما في حج البيت وصلاة الظهر، فههنا سببه الرأس وشرطه الفطر، ومناسبتها للزكاة، لأنها من الوظائف المالية، إلا أن الزكاة أرفع درجة منها لثبوتها بالقرآن فقدمت عليها، وذكر في المبسوط هذا الباب عقيب الصوم على اعتبار الترتيب الطبعي، إذ هي بعد الصوم طبعًا، وذكر الشيخ هنا لأنها عبادة مالية كالزكاة، ولأن تقديها على الصوم جائز على بعض الأقوال. (الجوهرة)

قوله: صدقة الفطر" الصدقة: العطية التي يراد بها المثوبة، وركنها الأداء إلى المصرف، وسبب شرعيتها ما جاء في حديث ابن عباس رضى الله عنه فرض رسول الله على والفرق للمائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي صدقة من الصدقات أمر بها قبل العيد بيومين قبل أن تفرض زكاة المال، وهو الصحيح، والصوم والزكاة فرضاً في السنة الثانية من الهجرة، وكذا تحويل القبلة. (الفتح)

(3) قوله: "صدقة الفطر واجبة...إلخ" لقوله عليه السلام في خطبته: «أدوا عن كل حر وعبد صغير وكبير نصف صاع من بر أو صاعًا من شعير»، رواه تعلبة بن صغير العدوى، وبمثله يثبت الوجوب لعدم القطع، وروى الحاكم في "المستدرك" عن ابن عباس: "أنه عليه السلام أمر صارخًا ببطن مكة ينادى أن صدقة الفطر حق واجب على مسلم صغير أو كبير حر أو مملوك" الحديث. وشرط الحرية لتحقق التمليك والإسلام ليقع قربة، واليسار لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وقدر اليسار بنصاب لتقدر الغناء في الشرع به فاضلا عما ذكر من الأشياء، لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية، والمستحق بالحاجة كالمعدوم، وكذا كتب العلم إن

مَسكَنه وثِيَابِه وأَثَاثِه وفَرَسه وسلاحه وعَبِيده للخدمَة، يُخرِجُ ذَلكَ عَن نَفْسه، وعَن أُولادهِ الصغَارِ وعَبِيده للخدمَة (<sup>۲)</sup>، ولا عَن أُولاده الكِبَارِ، وإن كَانُوا في عَياله (۳)، ولا يُخرَجُ عَن مُكَاتَبه (۱)، ولا عَن مَمَاليكه للتجَارَة (۱).

### والعَبدُ بَينَ الشَرِيكَينِ لا فِطرَةَ عَلَى وَاحِدِ مِنهُمَا(١)، ويُؤدّى الْمُسلِمُ الفِطرَةَ عَن عَبدِهِ

كان من أهله، ويعفى له في كتب الفقه عن نسخة من كل مصنف لا غير، وفي الحديث نسخين، ولا يشترط فيه الحول، لأنها تجب بالقدرة الممكنة لا الميسرة، ويتعلق بهذا النصاب حرمان الصدقة ووجوب الأضحية والفطر.

- (۱) قوله: "يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الصغار وعبيده للخدمة "بيان للسبب، والسبب رأس يمونه ويلى عليه، والأصل فيه قوله عليه السلام: «أدوا عن كل حر أو عبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر» وفي حديث الدارقطني عمن تمونون، ولا شك أن الإنسان يمون نفسه ويلى عليها، فيلحق به ما في معناه ممن يمونه كطفله الفقير، يعني أولاده الصغار الفقراء، فإن كان طفله غنيا تجب الفطرة في ماله خلافاً لمحمد رحمه الله، وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده سواء كان العبد مسلماً أو كافراً، وقال الشافعي: لا تجب عن الكافر، لأنها تجب على العبد ابتداء، ثم يتحملها المولى، والكافر ليس بأهل، ولنا إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: أدوا عن كل حر وعبد، فلا يشترط فيه إسلام العبد كالزكاة. (الفتح والعيني)
- (٢) لقصور الولاية والمؤنة، فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح، ولا يمؤنها في غير الرواتب كالمداواة إذا مرضت، فإنها لا تلزمه. (ج)
  - (٣) لانعدام الولاية وإن أدى عنهم، أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأهم استحسانًا لثبوت الإَذن عادةً. (ج)
- (٤) قوله: "ولا يخرج عن مكاتبه" لقصور الملك فيه، ولعدم الولاية عليه، لأنه خارج عن يده وتصرفه، بخلاف المدبر وأم الولد، فإن ملكه كامل فيهما بدليل حل الوطى في المدبرة وأم الولد، ولا كذلك المكاتبة، فإنه لا يحل له وطءها، ولا يخرج المكاتب أيضًا عن نفسه لفقره، وقال مالك يؤدي المكاتب عن نفسه ورقيقه. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "ولا عن مماليكه للتجارة. . . إلخ" لأنه يؤدى إلى الثنى، لأن زكاة التجارة واجبة فيهم، فإذا قلنا: بوجوب الفطر فيهم كان فيه تبقية الصدقة على المولى في سنة واحدة بسبب مال واحدة، وقد قال النبي عليه السلام: «لاثنى في الصدقة» أي لا تؤخذ في السنة مرتين . (الجوهرة)
- (٦) قوله: "لا فطرة على واحد منهما" لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما" بدليل أنه لا يملك تزويجه، ولأن كل واحد منهما لا يملك رقبة كاملة، ولو كان جماعة عبيد أو إماء بينهما فلا شيء عليهما عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: على كل واحد منهما ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص، كما إذا كان بينهما خمسة أعبد يجب علي كل واحد منهما صدقة الفطر عن عبدين، ولا يجب عليهما في الخامس شيء، والأصل في هذا أن الإمام لا يرى قسمة الرقيق وهما يريانها يعني أن أبا حنيفة لا يرى قسمة الرقيق جزء، فلا يملك كل واحد منهما عبداً معيناً، بل ملكهما شائع في الكل، وقيل: لا تجب إجماعاً، لأن النصيب لا يجتمع قبل القسمة، فلم تتم الرقبة لواحد منهما، ولو كانت بينهما جارية، فجاءت بولد فادعياه معاً، كان ولدهما والجارية أم ولدهما، ولا يجب عليهما فطرة الجارية إجماعاً، وتجب عند أبي يوسف في الولدعلي كل واحد منهما فطرة كاملة، لأن السبب لا يتبعض فهو ابن كل واحد منهما على الكمال، ولهذا يرث من كل واحد منهما على الكمال، وقال محمد: عليهما جميعاً فطرة واحدة بينهما، لأنها مؤنة كالنفقة، فإن مات أحدهما أو أعسر، فهي على الآخر بتمامها.

الكَافِرِ (١) . والفِطرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِن ُبَّر، أو صَاعٌ مِن تَمرٍ أو زَبِيبٍ أو شَعِيرٍ (٢) ، والصَاعُ عِندَ أبِي حَنيفَةَ ومُحَمَّد: ثَمَانيَةُ أرطَال بالعرَاقى (٣) .

(الجوهرة وفتح المغين)

(١) قوله: "ويؤدى المسلم الفطرة عن عبده الكافر" لقوله عليه الصلاة والسلام: «أدوا عن كل حر وعبد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيًا» الحديث، ولأن السبب قد تحقق وهو رأس يمونه، ويلى عليه، والمولى من أهله. (الجوهرة وفتح المعين)

فإن قلت: فما الأفضل إخراج القيمة أو عين المنصوص؟ قلت: ذكر في الفتاوي أن أداء القيمة أفضل، وعليه الفتوى، لأنه أدفع لحاجة الفقير، وقيل: المنصوص أفضل، لأنه أبعد من الخلاف. (الجوهرة والفتح والعيني)

(٣) قوله: "والصاع عند أبى حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي [أى بالرطل العراقي: وهو عشرون إستارًا، والإستار: إستارًا، والإستار: وسيتارًا، والإستار: والإستار: والإستار: والإستار: أربعة مثاقيل ونصف، فالرطل تسعون مثقالا، والمثقال هو الدينار عشرون قيراطًا، والقيراط خمس شعيرات غير مقشورة، فيكون المثقال الشرعي مائة شعيرة.

وقال أبو يوسف والشافعى: الصاع خمسة أرطال وثلث رطل، لقوله عليه السلام: صاعنا أصغر الصيعان، وروى أن أبا يوسف لما حج سأل أهل المدينة عن الصاع، فقالوا: خمسة أرطال وثلث، وجاءه جماعة كل واحد معه صاعه، فمنهم من قال: أخبرنى أبى أنه صاع النبى على ومنهم من قال: أخبرنى أخى أنه صاعه عليه السلام، ولنا ما رواه صاحب الإمام عن أنس أنه قال: كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بمد رطلين، ويغتسل بصاع ثمانية أرطال، وهكذا كان صاع عمر رضى الله عنه، وقيل: لاخلاف بينهم، وإنما أبو يوسف لما حرز صاع أهل المدينة وجد الصاع خمسة أرطال وثلثا برطل أهل المدينة، وهو أكبر من رطل أهل بغداد، لأنه ثلاثون إستارًا، والرطل البغدادى عشرون إستارًا، وإذا قابلت ثمانية أرطال بالبغدادى بخمسة أرطال وثلث رطل بالمدنى، تجدهما سواء، وقع الوهم لأجل ذلك، وهذا أشبه، لأن محمدًا لم يذكر في المسألة خلاف أبي يوسف، ولو كان فيه لذكره، وهو أعرف بمذهبه ثم يعتبر نصف صاع من بر أو صاع من غيره بالوزن فيما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة، لأن الاختلاف في مقدار الصاع كالإجماع على اعتبار الوزن، وروى محمد أنه يعتبر بالكيل، لأن الآثار جاءت بالصاع وهو اسم للكيل. (الفتح ومسكين)

وقَالَ أَبُويُوسُفَ: حَمسَةُ أَرطَالُ (') وَتُلُثُ رِطْلٍ، ووُجُوبُ الفِطْرَة يَتَعَلِّقُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ الثَانِي مِن يَومِ الفِطْرِ ('') فَمَن مَاتَ قَبلَ ذَلِكَ لَم تَجِبْ فِطْرَتُه ('') ومَن أَسلَمَ، أَو وُلِدَ بَعدَ طُلُوعِ الثَانِي مِن يَومِ الفِطْرِ قَبلَ الخُرُوجِ النَّاسُ الفِطْرَة يَومَ الفِطْرِ قَبلَ الخُرُوجِ إلَى الفَجْرِ لَم تَجِبْ فِطْرَتُه ('') وَالْمَستَحَب أَن يُحْرِجَ النَّاسُ الفِطْرَة يَومَ الفِطْرِ قَبلَ الخُرُوجِ إلَى المُصلّى (٥) فإن قَد مُوهَا قَبلَ يَومِ الفِطْرِ جَازَ (١) وإن أَخَرُوهَا عَن يَومِ الفِطْرِ لَم تَسقُط، وكَانَ عَلَيهم إخرَاجُهَا (٧) .

(۲) قوله: "ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر الثانى من يوم الفطر" وقال الشافعى: عند غروب الشمس، لأن الفطر بانفصال الصوم، وذلك بالغروب من اليوم الأخير من رمضان، ولنا أن الإضافة للاختصاص للفطر باليوم دون الليلة، وذلك لأن اليوم هو المسمى بيوم الفطر، والغرض أن يتعلق الفطر بفطر مخالف للعادة هواليوم لا الليل، وللشافعي قولان آخران الأول بطلوع الفجر يوم العيد كمذهبنا، والثاني بمجموع الوقتين ثم صدقة الفطر يدخل وقت وجوبها بطلوع الفجر، ويخرج وقت الوجوب بطلوعه أيضًا، ولا يفوت أداءه بعد ذلك، بل في أي وقت أداها كان أداء ولا قضاء، فبان لك أنها تدخل ثم تخرج على الفور من غير استقرار. (الجوهرة والعيني والمستخلص)

(٣) قبوله: "فمن منات قبل ذلك لنم تنجب فطرته" لأن وقت الوجوب وجد، وليس هو من أهل الصدقة، فلم يلزمه وإن مات بعد طلوع الفجر فهي واجبة عليه، لأنه أدرك وقت الوجوب وهو من أهله. (الجوهرة)

(٤) لما ذكرنا. (ج)

(٥) قوله: "والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى" لقوله عليه الصلاة والسلام: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم" والأمر بالأغناء كيلا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة قبل الخروج إلى المصلى، وكان عليه الصلاة والسلام يخرجها قبل أن يخرج إلى المصلى. (الجوهرة النيرة)

(٦) قوله: "فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز" لأنه أدى بعد تقرر السبب، فأشبه التعجيل في الزكاة. قال في الفتاوى: يجوز تعجيلها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، وقال خلف بن أيوب: يجوز إذا دخل شهر رمضان، ولا يجوز قبله، والصحيح أنه ولا يجوز قبله، والصحيح أنه يجوز إذا دخل شهر رمضان وهو اختيار محمد بن فضل وعليه الفتوى. (الجوهرة)

(٧) قوله: "وأن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها" لأن وجه القربة فيها معقول، وهو أن التصدق بالمال قربة في كل وقت، فلا يتقدر وقت الأداء فيها بخلاف الأضحية، فإن القربة فيها، وهو إراقة الدم غير معقولة، فلا يكون قربة إلا في وقت مخصوص، فالفطرة لا تسقط بالتأخير وإن طالت المدة وتباعدت، وكذا بالافتقار إذا افتقر بعد يوم الفطر، لأن وجوبها لم يتعلق بالمال، وإنما يتعلق بالمذمة، والمال شرط في الوجوب، فهلاكه بعد الوجوب لا يسقطها كالحج، بخلاف الزكاة فإنها تسقط بهلاك المال، لأنها متعلقة بالمال، ولا نقول: إن الأضحية تسقط بمضى أيام النحر، ولكن ينتقل الوجوب إلى التصدق بالقيمة، لأن الإراقة لا تكون قربة إلا في وقت، ومن سقط عنه صوم رمضان لكبر أو مرض، فصدقة وقت مخصوص، وأما التصدق بالمال فقربة في كل وقت، ومن سقط عنه صوم رمضان لكبر أو مرض، فصدقة

<sup>(</sup>١) بالعراقي أيضًا. (ج)

### كتابُ الصَوم (١)

الصَومُ ضَربَان: وَاجِبٌ (٢) وَنَفْلٌ، فالوَاجِبُ ضَربَان: منهُ ما يَتَعَلَّقُ بزَمَان بعَينِه، كَصَوم رَمَضَانَ والنَذْرِ الْمُعَيِّنِ (٢) فيَجُوزُ صَومُه بنِيَّةٍ مِن اللَيلِ (٤) فإن لَم يَنوِ حَتَّى أَصبَحَ أَجزَأَتُهُ النيَّةُ (٥) مَا بَينَه وبَينَ الزَوَال (٦) .

الفطر لازمة له لا تسقط عنه، لأنها تجب على الصغار وعنهم مع عدم الصوم منهم لا تسقط، فكذا لا تسقط بعد الصوم عن البالغ. (الجوهرة)

(١) قوله: "كتاب الصوم" إنما أخره مع أنه عبادة بدنية كالصلاة، وقدم الزكاة عليه اقتداء بالقرآن، قال الله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصّلاةَ وَآتُوا الزّكَاةَ﴾ وكذا في الحديث: «بُني الإسلام على خمس» الحديث.

والصوم في اللغة: هو الإمساك على أى شيء كان في أى وقت كان، قال الله تعالى: ﴿فَقُولِي إِنَّى نَذَرتُ لِلرِّحمن صَومًا﴾ أى إمساكًا عن الكلام، وفي الشرع: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الكف عن قضاء الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج من شخص مخصوص، وهو أن يكون طاهرًا من الحيض والنفاس في وقت مخصوص، وهو أن يكون على قصد التقرب، كذا في مخصوص، وهو أن يكون على قصد التقرب، كذا في "الجوهرة". واعلم أن للصوم ستة أقسام قسم منها لا يجوز إلا بنية من الليل، وهو قضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة، وثلاثة منها يجوزمن النهارصوم رمضان، ونذر معين والنفل، كذا في "شرح الوقاية وغيرها بأدنى تغيّر".

(٢) بمعنى الضروري، وهذا المعنى يشمل الواجب والفرض، فلا اعتراض.

(٣) قوله: "كصوم رمضان [يقال: رمض أذا حرق، سمى هذا الشهر رمضان لأن الذنوب تحترق فيه، ذكره خواهرزاده، أو لأنه وقت التسمية بهذا كان في أيام الحر]. . . إلخ" اعلم أن صوم رمضان فريضة لقوله تعالى: ﴿وَلَيُوفُوا نُذُورَهُم﴾ تعالى: ﴿وَلَيُوفُوا نُذُورَهُم﴾ وعلى فرضيته انعقد الإجماع، والمنذور واجب لقوله تعالى: ﴿وَلَيُوفُوا نُذُورَهُم﴾ فإن قلت: فعلى هذا لإ فرق بين صوم رمضان وصوم النذر المعين في الفرضية، لأن كلا منهما ثبت بالكتاب.

قلت: خص من الآية ما ليس من جنسه واجبًا كعيادة المريض وتجديد الوضوء عند كل صلاة ونحو ذلك، فلا يكون قطعيًا كالآية المأولة وخبر الواحد، وبمثله لا يثبت إلا الوجوب. وسبب الأول أى صوم رمضان الشهر، ولهذا يضاف إليه، ويتكرر بتكراره، وسبب الثاني النذر والنية من شرطه.

(٤) قوله: "بنية من الليل [والتسحّر نية في رمضان وغيره]" اعلم أن النية هي معرفة بقلبه، أي صوم يصوم، والسنة أن يتلفظ بها بلسانه، فيقول إذا نوى من الليل: نويت أن أصوم غدًا لله تعالى من فرض رمضان، ولو قال: نويت أن أصوم هذا اليوم لله تعالى من فرض رمضان، ولو قال: نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى، أو نويت أن أصوم اليوم إن شاء الله تعالى، ففي القياس لا يصير صائمًا، لأن الاستثناء ببطل الكلام، كما في البيع والطلاق والعتاق، ونحو ذلك. وفي الاستحسان: يصير صائمًا، لأن الاستثناء هذا ليس على حقيقة الاستثناء، وإنما هو على الاستعانة وطلب التوفيق من الله، فلا يصير مبطلا للنية، بخلاف الطلاق ونحوهما، ونحوه، والفرق أن الاستثناء عمل اللسان، فيبطل ما يتعلق باللسان من الأحكام كالطلاق والعتاق ونحوهما، وأما النية فعمل القلب، لا تعلق لها باللسان، فلا تبطل بالاستثناء الذي هو عمل اللسان، كذا في "الذخيرة"، ولو وأما النية فعمل الليل لم تفسد نيته. (الجوهرة)

(٥) قوله: "أجزأته النية . . . إلخ " وقال الشافعي : لا تجزئه لقوله عليه السلام : «لا صيام لمن لم ينو الصيام

والضَربُ الثَاني: مَا يَشبُتُ في الذِمّة، كَقَضَاء رَمَضَانَ والنَذْرِ الْمُطلَقِ والكَفّارَات، فلا يَجُوزُ صَومُه إلا بنِيّةٍ مِن اللّيلِ (١)، وكَذَلِكَ صَومُ الظِهَارِ، والنَفْلِ (١) كُلّه يَجُوزُ بنِيّةٍ قَبلَ الزَوَال.

ويَنبَغِى للنَاسِ أَن يَلتَمِسُوا الهِلالَ في اليَومِ التَاسِعِ والعشرِينَ مِن شَعبَانَ (٣)، فإن رَأُوهُ صَامُوا (٤)، وَإِن غُمَّ عَلَيهِم، أَكَمَلُوا عِدَّةَ شَعبَانَ ثِلاثِينَ يَومًا (٥)، ثُمَّ صَامُوا، ومَن رَأَى هِلالَ

من الليل»، ولنا قول عليه السلام بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال: «ألا مَن أَكُلَ فلا يَأْكُلُنَ بَقية يُومه وَمَن لم يأكُل فَليَصُم»، وما رواه محمول على نفي الفضيلة والكمال، كما في قوله عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد».

- (٦) وفي "الجامع الصغير": قبل نصف النهار، وهو الأصح، كذا في "الجوهرة".
  - (١) لأنه غير متعيّن، ولا بد من التعيين من الابتداء.
  - (٢) لقوله عليه السلام: «بعد ما كان يصبح غير صائم إني إذًا لصائم».
- (٣) لاحتمال أن يجيء ناقصًا، فيكون من رمضان، كذا في "خلاصة القدوري". (الفاتح)
- (٤) قوله: `فإن رأوه صاموا. . . إلخ ' لقوله عليه السلام: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُم عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا»، ولأن الأصل بقاء الشهر، فلا ينقل عنه إلا بدليل، ولم يوجد، ولا يصام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، لقوله عليه السلام: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» فإن صامه بنية رمضان فلا خلاف في أنه لا يجوز، فإن صامه بنية واجب آخر من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان. فكذلك أيضًا لا يجوز، ولا يسقط الوجوب عن ذمته لجواز أن يكون من رمضان، فلا يكون قضاءاً بالشك، وأما صومه بنية التطوع إن كان عادته أن يتطوع كما إذا كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، فوافق ذلك اليوم يوم الشك، فلا بأس أن يصومه بنية التطوع، وإن لم يكن عادته ذلك، يكره له أن يصومه، وذهب بعضهم إلى أنه لابأس أن يصومه الخواص والمفتون، ويأمرون العوام بالانتظار إلى نصف النهار، فإن جاء خبر رؤية الهلال فبها. وإلا يفطرون، قالوا: وهذا هو المختار. وذهب محمد بن سلمة إلى أن الأفضل الإفطار، كما روى أن عليًا كرَّم الله وجهه كان يضع كوزًا فيه ماء بين يديه يوم الشك، فإذا استفتاه مستفت شرب منه بين يدي المستفتى، ويروى أن عائشة كانت تصومه تطوعًا، وقال عليه السلام: لا يصام اليوم الذي يشك فيه إلا تطوعًا، وإن نوى بأنه إن كان غدًا من رمضان يصوم منه، وإن كان من شعبان، فعن واجب آخر فهو مكروه لتردده بين أمرين مكروهين، ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه لعدم التردد في أصل النية، وإن ظهر أنه من شعبان لا يجزئه عن واجب آخر، لأن الجهة لم تثبت للتردّد فيها، وأصل النية لا يكفيه لكنه يكون تطوعًا غير مضمون بالقضاء بشروعه فيه مسقطًا، وإن نوي عن رمضان إن كان غدًا منه، وعن التطوع إن كان غدًا من شعبان يكره، لأنه ناو للفرض من وجه، ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه؛ لما مر أي لعدم التردد في أصل النية، وإن كان ظهر أنه من شعبان جاز عن نفله، لأنه يتأدى بأصل النية، ولو أسقط يجب أن يقضيه بدخول الإسقاط في عزيمته من وجه. (الجوهرة والفتح والعيني وغيرها)
- (٥) قوله: "أكملوا عدة شعبان . . . إلخ" وفي قوله: "أكملوا" إشارة إلى أنه لا يؤخذ بقول المنجمة وإن
   كان صحيحًا، لأنه لا اعتبار عند الشرع للكتاب الذي يقال له: الجنترى . (محمد سليمان عفي عنه)

رَمَضَانَ وَحدَهُ صَامَ (۱) وإن لَم يَقبَل الإَمَامُ شَهَا دَتَه (۱) وإذَا كَانَ في السَمَاءِ عِلَّةٌ (۱) قَبِلَ الإِمَامُ شَهَا دَتَه شَهَا دَةَ الوَاحدِ العَدْل (۱) في رُؤيَةِ الهِلال (۱) رَجُلا كَانَ أُو امْرَأَةً، حُرَّا كَانَ أُو عَبدًا (۱) فإن لَم يَكُن في السَمَاء علّةُ، لَم تُقبَل الشَهَادَةُ حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثيرٌ (۷) يَقَعُ العِلْمُ (۸) بِخَبَرهم .

ووَقْتُ الصَومِ من حِينِ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِي إِلَى غُرُوبِ الشَّمسِ (٩)، والصَومُ هُوَ الإمسَاكُ عَن الأكْل والشُرْب والجمَاع (١١) نَهَارًا مَعَ النيّة (١١)، فإن أَكَلَ الصَائمُ، أو شَربَ، أو

- (١) لقوله عليه السلام: «صُومُوا لرؤيته» الحديث.
- (٢) لأنه متعبَّد بما في علمه، فإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة. (ج)
  - (٣) غبار أو سحاب.
- (٤) لما قد صح أن النبي ﷺ قَبل شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان، رواه أصحاب السنن الأربعة .
  - (٥) لأنه أمر ديني .
- (٦) قوله: "رجلاكان أو امرأة حرّاكان أو عبدًا" وإطلاق هذا الكلام يتناول المحدود في القذف إذا تاب، وهو ظاهر الرواية، لأنه خبر، وفي "الخجندي": شهادة المحدود في القذف يقبل في هلال رمضان، ولا يقبل في هلال الفطر والأضحى -انتهى- لأنه موضع التهمة، ولا يشترط في هذه الشهادة لفظ الشهادة، ولا حكم الحاكم، بل العدالة لا غير، لأنه أمر ديني فأشبه الأخبار. (ج)
- (٧) قوله: "جمع كثير . . . إلخ" لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط ، بخلاف ما إذا كان غيم ، لأنه قد ينشق الغيم عن موضع الهلال ، فيتفق للواحد النظر ، وقوله : "جمع كثير" قال في ظاهر الرواية : لم يقدر فيه تقدير ، وعن أبي يوسف : حمسون رجلا مثل القسامة ، وقيل : أكثر أهل المحلة ، كذا في "الهداية" ، وقيل : في كل مسجد واحد أو اثنان ، والصحيح أنه مفوض إلى رأى الإمام من غير تقدير بعدد ، كما في "الجوهرة" و"الدر المختار" .
  - (٨) أي العلم الشرعيّ وهو غلبة الظن، كذا "الدر المختار".
- (٩) قوله: "من حين طلوع الفجر الثاني. . . إلخ" لقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الأبيَضُ مِنَ الْخَيطِ الأسودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصَيّامَ إلى اللّيلِ ﴾ ولأن وقته النهار، والنهار ما بين هذين الوقتين. (الجوهرة والفاتح)
- (١٠) قوله: "والصوم هو الإمساك. . . إلخ" هذا هو حد الصوم، فإن قلت: الحد ينتقض طردا وعكساً، أما طردا ففي أكل الناسي وجماعه فإن صومه باق، والإمساك فائت، وأما عكساً ففي الحائض والنفساء فإن الإمساك موجود، والصوم فائت، قلنا: لا نسلم بأن الإمساك معدوم في الناسي، فإن الإمساك الشرعي موجود في أكل الناسي؛ لأن الشارع أضاف الفعل إلى الله حيث قال: فإن الله أطعمه وسقاه، فيكون الفعل معدوماً من العبد، الناسي؛ لأن الشارع أضاف الفعل إلى الله حيث قال: فإن الله أطعمه وسقاه، فيكون الفعل معدوماً من العبد، وهو الأكل، فلا ينعدم الإمساك، وأما الجواب في الحائض فقد قالواً: ينبغي أن يزاد في الحد، بأن يقال: بإذن الشرع، كذا في "الجوهرة".
- (١١) قوله: "مع النية . . . إلخ" لأن الصوم في حقيقة اللغة هو الإمساك مطلقًا، وإن كان في ساعة لورود

جَامَعَ نَاسِيًّا لَمْ يُفطِرْ (')، فإن نَامَ فاحتَلَمْ (')، أو نَظَرَ إلى امْرَأْتِه، فأُنزَلَ، أو ادّهَنَ (")، أو احتَجَمَ (')، أو اكتَحَلَ (اللهُ عُلَيهِ القَضَاءُ، ولا كَفّارَةَ عَلَيهِ (لا) أو اكتَحَلَ (اللهُ عَلَيهِ القَضَاءُ، ولا كَفّارَةَ عَلَيهِ (لا) ولا بَأْسَ بِالقُبلَة إذَا أمنَ عَلَى نَفسه (۱)، ويُكرَهُ إِن لَم يَأْمَنْ، وإن ذَرَعَه القَيْءُ لَم يُفطرْ (۱)، وإن

الاستعمال، إلا أنه زيد عليه النية في الشرع ليتميز بها العبادة من العادة. (الجوهرة)

(۱) قوله: "فإن أكل الصائم، أو شرب، أو جامع ناسبًا لم يفطر" والقياس أن يفطر، وهو قول مالك، لأنه قد وجد ما يضاد الصوم، فكان كالكلام ناسبًا في الصلاة. ولنا قوله عليه السلام للذي أكل وشرب ناسبًا: "تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك"، قال العينى: رواه الستة في كتبهم من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، واللفظ لأبي داود، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إني أكلت وشربت ناسبًا وأنا صائم، فقال: الحديث بخلاف الكلام ناسبًا في الصلاة، لأن هيئة الصلاة مذكرة، فلا يعتبر النسيان فيها، ولامذكر في الصوم. وقيد بقوله: فإن أكل الصائم، إذ لو أكل قبل أن ينوى الصوم ناسبًا ثم نوى الصوم لم يجز، وقيد بقوله: ناسبًا إذ لو أكل مكرها أو جومعت المرأة مكرهة، أو نائمة، أو صب الماء في حلق النائم فسد صومه، خلافًا للزفر في المكره، وللشافعي فيهما.

قال في "الهداية": وإن كان أكل مخطئًا أو مكرهًا فعليه القضاء عندنا، فالمخطئ هو أن يكون ذاكرًا للصوم غير قاصد للشرب، كما إذا تمضمض وهو ذاكر للصوم، فسبق الماء إلى حلقه. (الجوهرة وغيرها)

 (۲) قوله: "فاحتلم" لم يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث لا يفطرن الصائم القئ والحجامة والاحتلام»، ولأنه لم يوجد صورة الجماع، ولا معناه، وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة. (الجوهرة)

(٣) لم يفطر لعدم المنافي، سواء وجد طعم الدهن في حلقه، أو لا. (ج)

(٤) قوله: "أو احتجم" فيه خلاف لأحمد لقوله عليه الصلاة والسلام: «أفطر الحاجم والمحجوم»، ولنا ما روى أبو داود عن النبي عليه السلام احتجم أو اغتاب»، وما روى أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، وما رواه أحمد منسوخ، لأن احتجامه عليه الصلاة والسلام كان في السنة العاشرة، وما رواه كان في السنة الفتح والطائي)

(٥) أي لم يفطر؛ لما روى عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي ﷺ اكتحل وهو صائم"، رواه الدارقطني.

(٦) يريد به إذا لم ينزل.

(٧) قوله: "فعليه القضاء ولاكفارة عليه" لوجود معنى الجماع، وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة، وأما الكفارة فتفتقر إلى كمال الجناية، لأنها عقوبة، فلا يعاقب بها إلا بعد بلوغ الجناية نهايتها، ولم تبلغ نهايتها، لأن نهايتها الجماع في الفرج. (الجوهرة)

(٨) قوله: "ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه" أي من الجماع، والأنزال لما روى عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقبل في شهر الصوم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وعن أنس قال: سئل رسول الله ﷺ عن القُبلة للصائم، فقال: كريحانة أحدكم يشمها، وأما القُبلة الفاحشة فتكره على الإطلاق بأن يمضغ شفتيها، والجماع فيما دون الفرج كالقبلة، وقيل: إن المباشرة تكره إن أمن على الصحيح، وهو أن يمس فرجه فرجها. (الجوهرة وغيرها).

(٩) قوله: "لم يفطر [لما روينا] . . . إلخ" لقوله عليه الصلاة والسلام: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء

استقاءً عامِدًا مِلءً فَمِه، فعَلَيهِ القَضَاءُ، ومَن ابتَلَعَ الحَصَاةَ، أو الحَديدَ، أو النَواة أفطَر وقَضَى (۱). ومَن جَامَعَ عَامِدًا في أَحَد السَبِيلَينِ، أو أكلَ، أو شَرِبَ ما يَتَغَذَى بِه، أو يَتَداوَى بِه، فعَلَيهِ القَضَاءُ والكَفّارَةُ (۱)، والكَفّارَةُ (۱) مِثلُ كَفّارَةِ الظِهارِ (۱)، ومَن جَامَعَ فيمَا دُونَ الفَرْج بِه، فعَلَيهِ القَضَاءُ والكَفّارَةُ (۱)، ولكَفّارَةُ النَّرُ عَلَيهِ القَضَاءُ (مَضَانَ كَفّارَةَ عَلَيهِ، ولَيسَ في إفسادِ الصَومِ في غيرِ رَمَضَانَ كَفّارَةٌ (۱)، فأنزَلَ، فعَلَيهِ القَضَاءُ (۵)

ومن استقاء عمدًا فليقض»، رواه أبو داود. قال الدارقطني: رواته ثقات، ويستوى فيه ملأ الفم وما دونه، وقال أبو يوسف: إن عاد وكان ملأ الفم يفسد، والصحيح قول الطرفين. (فتح المعين)

- (١) قوله: ومن ابتلع الحصاة، أو الحديد، أو النواة أفطر وقضى ولا كفارة عليه ذكره بلفظ الابتلاع، لأن المضغ لا يتأتى فيه، إنما أفطر لوجود صورة الفطر، ولا كفارة عليه لعدم المعنى، وهو قضاء شهوة البطن، وهو دخول الغذاء إلى جوفه لنفع البدن، فقصرت الجناية فانتفت الكفارة، فعلى هذا لا تجب الكفارة في شرب الدخان. (الجوهرة والفتح والعيني)
- (۲) قوله: "فعليه القضاء [لفساد صومه] والكفارة [لتكامل الجناية]" لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة، ولا يشترط الإنزال اعتباراً بالاغتسال، لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه، وإنما هو شبع، والشبع لايشترط، كمن أكل لقمة أو تحرة تجب الكفارة، وإن لم يوجد الشبع كذلك هذا، وإن أكرهت المرأة زوجها على الجماع، بحيث لا يستطيع دفعها عن ذلك فجامعها مكرها، ذكر في "فتاوى سمرقند": أن عليه وعليها الكفارة، لأن الجماع منه لا يتصور إلا بعد الانتشار واللذة، وذلك دليل الاختيار، وعنده يزول الإكراه، والأصح أنه لاتجب عليه الكفارة، لأن الحفارة، لأنه مكره، والانتشار مما لا يملكه، وعليه الفتوى، وإن أكرهها هو على الجماع فلا كفارة عليها إجماعاً، لأن الكفارة تجب بالجناية الكاملة، وليست بجناية، لأن الإكراه يرفع المأثم، والكفارة تجب لرفع المأثم، ولا إثم ههنا، وهذا كله إذا ابتدأ الجماع وقد نوى الصوم ليلا، أما إذا طلع الفجر قبل أن ينوى، ثم نوى بعد ذلك وجامع، لم يلزمه الكفارة عند أبى حنيفة، وهو المراد مما ذكر صاحب المنظومة:

لا يسجسب الستكفيس بسالإفسطار إذا نسوى السصسوم مسن السنسهار لأن الناس اختلفوا في صحة الصوم بنية من النهار، والاختلاف يورث الشبهة، والكفارة تسقط بالشبهة، وقال الشافعي رحمه الله: لا كفارة في الأكل والشرب، لأنها ثبتت في الوقاع أي الجماع بالنص على خلاف القياس، فلا يقاس عليه غيره، ولنا ما روينا "من أفطر في رمضان...» الحديث. (الجوهرة والفتح)

- (٣) قوله: "والكفارة مثل كفارة الظهار" لما روى: "أن أعرابيّا جاء إلى رسول الله على وقال: يا رسول الله على وهال الله على السلام: ما ذا صنعت؟ قال الأعرابي: واقعتُ أمرأتي في نهار رمضان متعمدًا، فقال عليه السلام: أعتق رقبة، فقال: لا أملك إلا رقبتي هذا، فقال عليه السلام: صُم شهرين متتابعين، فقال: هل جاءني ما جاءني إلا من الصوم، يعني ما واقعت في الهلاكة إلا بسبب الصوم، فكيف أطيق التتابع في صيام شهرين، فقال عليه السلام: أطعم ستين مسكينًا" الحديث، فعلم أن الكفارة واجب على هذا الوجه، فيكون مثل كفارة الظهار.
- (٤) قوله: "مثل كفارة الظهار [أى في الترتيب]" أحال الشيخ رحمه الله على الظهار، ولم يبينه، لأن كفارة الظهار منصوص عليها في القرآن. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "فعليه القضاء ولا كفارة عليه" أما القضاء فلوجود الجماع معنى، وهو الإنزال، ولا كفارة

ومَن احتَقَن (۱) ، أو استَعَط (۱) ، أو أقطر في أذّنه ، أو دَاوَى جَائِفَة (۱) أو آمّة (۱) بدَوَاء رَطْب، فوصَل إلى جَوفِه ، أو دَمَاغِه أفطر (۵) ، وإن أقطر في إحليله لَم يُفطر عند أبي حَنيفَة ومُحَمّد (۱) . وقال أبُويُوسُفَ: يُفطر ، ومَن ذَاقَ شيئًا بفَمَه لَم يُفطر (۱) ، ويُكرَه لَه ذَلك (۱) ويُحكر ومَن ذَاق شيئًا بفَمَه لَم يُفطر (۱) ، ويُكرَه لَه ذَلك (۱) ويُحكر ومَن ذَاق شيئًا بفَم المَنْ اللهَا مِنه بُد (۱) ومَضغ ويُحكر ومَن ذَاق شيئًا الطَعَامَ إذَا كَانَ لهَا مِنه بُد (۱) ومَضغ العلك (۱) لا يُفطر الصَائم (۱۱) ويُكرَه (۱) .

لانعدامه صورة، وهو الإيلاج، أي الدخول. (الجوهرة)

- (١) بفتح التاء والقاف: هو صب الدواء في الدبر.
- (٢) السعوط: هو الدواء الذي يصب في الأنف.
  - (٣) هي الجراحة التي وصلت إلى الجوف.
- (٤) بمد الهمزة وتشديد الميم، هي الجراحة التي وصلت إلى أم الرأس.
- (٥) قوله: "أفطر [ولزمه القضاء دون الكفارة. (ج)]" لقوله عليه الصلاة والسلام: "الفطر مما دخل والوضوء مما خرج» ولوجود معنى الفطر، وهو وصول ما فيه إصلاح البدن إلى الجوف، وهذا عند أبى حنيفة، وقالا: لا يفطر، لأنه لم يصل من المنفذ الأصلى، وهو الفم، والأكثرون على أن العبرة للوصول، فإن وصل إلى الجوف أفطر وإلا لا. (العينى والمستخلص)
- (٦) قوله: "لم يفطر عند أبي حنيفة ومحمد . . إلخ "وهذا مبنى على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أم لا ، فقال أبو يوسف: نعم، وقال أبو حنيفة: لا ، لأن المثانة حائل بينها، والخلاف فيما إذا وصل إلى المثانة ، أما إذا بقى في القصبة لا يفطر إجماعًا ، ولو أقطر في قبل المرأة تفطر إجماعًا ، كذا في "الجوهرة" و "الخلاصة" و "شرح المجمع".
  - (٧) لعدم المفطر صورةً ومعنّى. (ج)
- (٨) قوله: "ويكره له ذلك [لما فيه من تعريض الصوم على الفساد. (ج)]" قال في "النهاية": هذا الذي ذكره من كراهة الذوق في صوم الفرض، أما في صوم التطوع: فلا بأس به ؛ لأن الإفطار في صوم التطوع يباح للعذر بالاتفاق، وهذا إنما هو تعريض على الإفطار، فإذا كان الإنطار فيه يجوز للعذر، فالأولى أن لا يكون هذا مكروها. (الجوهرة)
- (٩) قوله: إذا كان لها منه بد [وإن لم يكن لها بدّ، فلا بأس به صيانةً للولد. (ج)]" بأن يكون عندها صغير، أو حائض، أو طعام لا يحتاج إلى المضغ. (ج).
- (١٠) قوله: "ومضغ العلك . . . إلخ والعلك هو المصطكى، وهو دواء مشهور عند الأطباء، وقيل: اللبان

 <sup>(</sup>٦) قوله: "وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة" ولو في قضاء رمضان، لأن الكفارة وردت في
 هتك رمضان، إذ لا يجوز إخلاءه بلا عذر من الصوم بخلاف غيره من الأزمنة. (العيني)

ومَن كَانَ مَرِيضًا في رَمَضَانَ، فَخَافَ () إن صَامَ، ازدَادَ مَرَضُه، أَفطَرَ وقَضَى () وإن كَانَ مُسَافِرًا لا يَستَضِرَّ بالصَومِ، فصَومُه (أأفضَلُ () وإن أَفطَرَ وقَضَى جَازَ () وإن مَاتَ الْمَرِيضُ مُسَافِرُ وقَضَى جَازَ (هُ وإن مَاتَ الْمَرِيضُ أُو الْمَسَافِرُ وقَضَى جَازَ (هُ مَا عَلَى حَالَهِ مَا، لَم يَلزَمْهُ مَا القَضَاءُ () وإن صَحَّ الْمَرِيضُ، أَو أَقَامَ الْمُسَافِرُ، ثُمَّ مَاتَا لَزَمَهُ مَا القَضَاءُ بَقَدر الصحّة والإقَامَة ()، وقَضَاءُ رَمَضَانَ إن شَاءَ فَرَّقَه (()، وإن شَاءَ ثَمَّ مَاتَا لَزَمَهُ مَا القَضَاءُ بقَدر الصحّة والإقَامَة ()، وقَضَاءُ رَمَضَانَ إن شَاءَ فَرَّقَه (()، وإن شَاءَ

الذي يقال له الكندر. (الجوهرة وغيرها)

- (١١) قوله: "لا يفطر الصائم. . . إلخ" لأنه لا يصل إلى جوفه، هذا إذا كان أبيض ملتئمًا لا ينفصل منه شيء، أما إذا كان أسود يفسد صومه وإن كان ملتئمًا، لأنه يتفتت، ومعنى كونه غير ملتئم أن يكون متّحدًا ولم يعلكه أحد، فإنه في إبتداء المضغ يتفتت فيصل إلى جوفه، كما في "الجوهرة" و"الهداية" و"العيني".
  - (١٢) لما فيه من تعريض الصوم على الفساد.
    - (١) إشارة إلى أن نفس المرض ليس بمبيح.
- (٢) قوله: "أفطر . . . إلخ" لأن ذلك قد يفضى إلى الهلاك، فيجب الاحتراز عنه، هذا عند أبي حنيفة، وعندهما إذا عجز عن القيام في الصلاة له الفطر، وهو رواية عن أبي حنيفة. (العيني)
- (٣) قوله: "فصومه أفضل" لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا حَيرٌ لَكُم ﴾ وقال الشافعى: الفطر أفضل، لقوله عليه السلام: «ليس من البر الصوم فى السفر». ولنا ما رواه أنس: كنا نسافر مع النبى على فه النام ومنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. رواه البخارى ومسلم، ولأن رمضان أفضل الوقتين، فكان الأداء فيه أولى، وما رواه خرج فى مسافر ضرره الصوم على ما روى فى القصة أنه غشى عليه، ونحن نقول به، كما فى "العينى".
- (٤) قوله: "أفضل "هذا إذا لم تكن رفقته أو عامتهم مفطرين، أما إذا كانوا مفطرين أو كانت النفقة مشتركة بينهم، فالافطار أفضل لموافقته الجماعة، كذا في الفتاوي. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "جاز" لأن السفر لا يعرى عن المشقة، فجعل نفسه عذرًا بخلاف المرض، فإنه قد يخف بالصوم، فشرط كونه مفضيًا إلى المشقة السفر ليس بعذر في اليوم الذي أنشأ السفر فيه، حتى إذا أنشأ السفر بعدما أصبح صائمًا، لأن السفر حصل باختياره، والمرض عذر من قبل من له الحقد. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "لم يلزمهما القضاء. . . إلخ" لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر ، لأنهما عذرا في الأداء ، فلأن يعذرا في القضاء أولى ، كما في "الهداية" و "العيني" .
- (٧) قوله: "لزمهما القضاء بقدر الصحة [لوجود الإدراك بهذا المقدار وفائدته وجوب الوصية بالإطعام] والإقامة هذا إذا صح المريض ولم يصم متصلا بصحته أما لو صام متصلا بصحته، ثم مات لا يلزمه القضاء لعدم التفريط، وكذا في المسافر إذا أقام. (الجوهرة)
  - (٨) لإطلاق قوله تعالى: ﴿فَعِدَّة مِن أَيَّامِ أُخَرَ ﴾ لكن المتتابعة مستحبة مسارعة إلى إسقاط الواجب. (ج)

تابَعَه، وإن أُخَرَه حَتَّى دَحَلَ رَمَضَانُ آخَرُ، صَامَ رَمَضَانَ الشَّانِي (')، وقَضَى الأوَّل بَعدَه (')، ولا فِد يَة ولا فِد يَة عَلَيه (")، والحَامِلُ والْمُرضِعُ إِذَا حَافَتَا عَلَى وَلَدَ يهِ مَا (') أَفطَرَتَا وقَضَتَا (')، ولا فِد يَة عَلَيهِ مَا . والشَّيخُ الفَانِي الذِي لا يَقدرُ عَلَى الصِيَامِ يُفطرُ (')، ويُطعِمُ لِكُل يَوم مسكينًا (')، كَمَا يُطعِمُ فِي الكَفّارَاتِ، ومَن مَاتَ وعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ (')، فأوصَى به، أَطعَمَ عَنهُ وَليّه (') لكُلّ

- (١) لأنه في وقته.
- (٢) لأنه وقت القضاء.
- (٣) لأن وجوب الأداء إلى التراخي، حتى كان له أن يتطوع. (ج)
- (٤) قوله: "والحامل والمرضع. . . إلخ" لحديث «أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم»، ولأن الإرضاع واجب على الأم ديانة، لا سيما عند إعسار النوج، أي يجب عليهما القضاء بلا كفارة وفدية، وقال الشافعي: تجب الفدية فيما إذا خافت على الولد، لأنه إفطار انتفع به من لم يلزمه الصوم، وهو الولد، فتجب الفدية كإفطار الشيخ الفاني.

ولنا أن الفدية وجبت على الشيخ الفاني، بخلاف القياس فلا يلحق به خلافه، لأن الفدية على الشيخ لعجزه عن الصوم الواجب، والطفل لا يجب عليه الصوم، وإنما يجب على أمه، وهي تصوم القضاء، فلا يجب عليها غيره، وقيل: المراد من المرضع الظتر، لأنها لا تتمكن من الامتناع عن الإرضاع لوجوبه عليها بعقد الإجارة، وأما الأم فليس عليها الإرضاع، فإن امتنعت على الأب استجار مرضعة أخرى. (العيني والفتح)

(٥) ولا كفارة عليهما؛ لأنه إفطاربعذر.

(٦) قوله: "الشيخ الفانى الذى لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم... إلخ الفانى الذى قرب إلى الفناء، أو فنيت قوته، والعجوز مثله، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَه فِديةٌ طَعَامُ مسكِينَ ﴿ معناه لايطيقونه، وهذا بناء على أن همزة الأفعال ههنا للسلب، أى لسلب المأخذ، أو على أن لا محذوفة كثيرًا فى كلامهم، كما فى قوله تعالى: ﴿يُبيّنُ اللهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا ﴾ أى أن لا تضلوا، ولو قدر على الصوم يبطل حكم الفداء، لأن شرط الخليفة استمرار العجز، فإن قلت: ما الحاجة إلى قوله: كما يطعم فى الكفارات، وقد ذكر قدر الإطعام، قلت: يفيد أن الإباحة فى التغذية والتعشية والقيمة فى ذلك جائز. (الجوهرة وغيرها)

(٧) قوله: "ويطعم لكل يوم مسكينًا . . . إلخ "وقال مالك لا فدية عليه، وبه قال الشافعي في القديم : لأنه عاجز عن الصوم، فأشبه المريض إذا مات قبل البرء، وصار كالصغير والمجنون، ولنا قوله تعالى : ﴿وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَه ﴾ الآية، قال ابن عباس : هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم، فيطعمان، ولم يروعن أحد من الصحابة خلاف ذلك، فكان إجماعًا، ولا يجوز المصير إلى القياس مع وجود النص، ويطيقونه بمعنى لايطيقونه، لأن همزته للسلب، وقد مر تحقيقه في الحاشية السابقة . (فتح المعين وغيره)

(٨) قوله: "ومن مات [أى قرب إلى الموت. (الفاتح)] وعليه قضاء رمصان، فأوصى به أطعم عنه وليه. . . إلخ "وهذه الوصية إنما تكون من الثلث والتقييد بقضاء شهر رمضان غير شرط، بل يشاركه كل صوم يجب قضاءه كالنذر وغيره، ولا بد من الإيصاء للوجوب على الولى أن يطعم، فإن تبرع الولى به من غير إيصاء،

يَومٍ مِسْكِينًا نِصفَ صَاعٍ مِن بُرّ، أو صَاعًا مِن تَمرٍ أو شَعِيرٍ، ومَن دَخَلَ في صَومِ التَطُوّعِ (۱) ثُمَّ أفسَدَه قَضَاهُ (۲) وإذَا بَلَغَ الصَبِيّ، أو أسلَمَ الكَافِرُ في رَمَضَانَ أمسَكَا بَقِيّةَ يَومِهِ مَا (۲) وصَامَا بَعدَه (۲) ولَم يَقضِيَا مَا مَضَى (۵) ومَن أغمِي عَلَيهِ في رَمَضَانَ (۲) لَم يَقضِ اليَومَ الذِي حَدَثَ

فإنه يصح. (الجوهرة)

(٩) لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره، فصار كالشيخ الفاني.

(۱) قوله: "ومن دخل في صوم التطوع، ثم أفسده... إلخ "سواء حصل الإفساد بصنعه أو بغير صنعه حتى إذا حاضت الصائمة تطوعاً يجب عليها القضاء، ثم عندنا لا يباح الإفطار في صوم التطوع لغير عذر في إحدى الروايتين ويباح للعذر والضيافة عذر قبل الزوال، وكذا بعده في حق الوالدين إلى العصر، وأما لغير الوالدين فليست الضيافة بعد الزوال عذرا، ولو أفطر المتطوع لغير عذر، وكان من نيته أن يقضيه، فعند أبى بوسف: يحل له ذلك، وقال أبو بكر الرازى: لا يحل له ذلك؛ لأنه أفطر لشهوة نفسه، وهو منهى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: "إن أخوف ما أخاف على أمتى الرياء والشهوة الخفية" وهو أن يصبح الرجل صائمًا، ثم يفطر على طعام يشتهيه.

قال في "الإيضاح": إذا صام تطوعاً ودعاه بعض إخوانه إلى طعامه وسأله أن يفطر، فلا بأس أن يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أفطر لحق أخيه كتب له صيام ألف يوم، ومتى قضى يوماً مكانه كتب له ثواب صيام ألفى يوم»، وقال الحلواني: أحسن ما قيل في هذا إنه إن كان يثق من نفسه بالقضاء يفطر، وإلا فلا، وهذا كله إذا كان قبل الزوال، أما بعده: فلا يفطر إلا إذا كان في ترك الإفطار عقوق الوالدين أو أحدهما، وهذا كله في صوم التطوع، أما إذا كان صائماً عن قضاء رمضان ودعاه بعض إخوانه يكره له أن يفطر. (الجوهرة)

(۲) قوله: "قضاه" أى المتطوع يقضى الصوم إذا أفطر بعذر أو غيره، وقال الشافعى رحمه الله: ليس عليه قضاء، لأن المتطوع أمير نفسه، ومتبرع بما أدى، فلا يلزمه ما لم يتبرع به، ولنا ما روينا من رواية النسائى، ولكن أصوم يومًا مكانه، وهو قول أبى بكر وعمر وعلى وابن عباس وغيرهم رضى الله عنهم، ولأن المؤدى صار قربة، فتجب صيانتها عن البطلان، لقوله تعالى: ﴿لا تُبطِلُوا أعمالكُم ﴾ فإذا وجب المضى وجب القضاء بتركه، وحديث صائم المتطوع أمير نفسه، في إسناده مقال، قاله الترمذي، وقال القرطبي: غير صحيح. (العينى والمستخلص)

(٣) قضاءً لحق الوقت بالتشبّه، وهل الإمساك واجب، أو مستحبّ، قال ابن شجاع: مستحب، وقال الإمام الصفار: الصحيح أنه واجب، وإن أفطرا فيه لا قضاء عليهما؛ لأن الصوم غير واجب فيه. (الجوهرة) .

(٤) لتحقق السبب والأهلية . (ج)

(٥) قوله: "ولم يقضيا [لعدم الخطاب. (ج)] ما مضى" أى لم يقض هذا اليوم ولا ما مضى خلافًا لمالك وزفر، فهما يوجبان عليه قضاء ذلك اليوم، لأن إدراك جزء من الوقت كإدراك كله، كما في الصلاة، قلنا: لا يتمكن من أداء الصوم بإدراك جزء من النهار، بخلاف الصلاة. (الفتح والعيني)

(٦) يعني بالنهار . (ج)

فِيهِ الإغمَاءُ (۱) وقَضَى مَا بَعدَه (۲) وإذَا أَفَاقَ الْمَجنُونُ في بَعضِ رَمَضَانَ قَضَى مَا مَضَى مَا مَضَى مِنهُ (۲) وصَامَ مَا بَقِي (۱) وإذَا حَاضَت الْمَرأةُ (۱) أو نَفِسَتْ (۱) أفطَرَتْ وقَضَتْ إذَا طَهُرَتْ (۷) .

وإذَا قَدمَ الْمُسَافِرُ، أو طَهُرَتْ الْحَائِضُ في بَعضِ النَهَارِ (^)، أمَسَكَا (٢) عَن الطَعَامِ والشَرَابِ بَقِيَّةَ يَومِهِمَا، ومَن تَسَحَّرَ وهُو يَظُنّ أن الفَجْرَ ('') لم يَطلُعْ، أو أفطرَ وهُو يَرَى ('') أنّ الشَمسَ قَد غَرَبَتْ، ثُمَّ تَبَيّنَ أنّ الفَجْرَكَانَ قَد طَلَعَ، أو أنّ الشَمسَ لَم تَعرُبْ، قَضَى ذَلِكَ الشَمسَ قَد غَرَبَتْ، وهُ مَن رأى هلالَ الفطرو وحدَهُ له يُفطر ('١٠)، وإذَا كَانَتْ

<sup>(</sup>١) قوله: "لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء" لوجود الصوم عنه شرعًا، وهو الإمساك المعروف بالنية، إذ المسلم لا يخلو عن عزيمة الصوم في ليالي رمضان. (الفاتح)

<sup>(</sup>٢) لانعدام النية فيه. (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: "وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه [لأن السبب قد وجد وهو الشهر والأهلية ، فلزمه القضاء. (ج)] يريد به إذا كان البالغ مفيقًا، ثم جن، فأفاق في بعض رمضان، أما لو بلغ مجنونا ثم أفاق فيه، لا يجب عليه القضاء، وفيه إشارة إلى الفرق بين الجنون الأصلى والعارضي. (الفاتح)

<sup>(</sup>٤) قوله: "وصام ما بقى" لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهِرَ فَلَيَصُمُهُ ﴾ وهذا قد شهد الشهر، وفهم الخطاب، كذا ذكر في "الخلاصة". (الفاتح)

<sup>(</sup>٥) قوله: "وإذا حاضت المرأة. . . إلخ وهي تأكل سراً أو جهرًا، ولا يجب عليها التشبه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) أي صارت نفساء.

<sup>(</sup>٧) بخلاف الصلاة؛ لأنها تحرج في قضاءها.

<sup>(</sup>٨) قوله: "وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا عن الطعام والشراب بقية يومهما" هذا إذا قدم المسافر بعد الزوال أو قبله بعد الأكل، أما إذا كان قبل الزوال والأكل، فعليه الصوم، فإن أفطر بعد ما نوى لا يلزمه الكفارة للشبهة، وأما الحائض إذا طهرت قبل الزوال والأكل، ونوت لم يكن صومًا، لا فرضًا ولانفلا، لوجود المنافى أول النهار، والصوم لا يتجزأ. (الجوهرة)

 <sup>(</sup>٩) قوله: "أمسكا [قضاءً لحق الوقت بالتشبه]" أي على الإيجاب، هو الصحيح قضاء لحق الوقت، لأنه
 وقت معظم، وإنما لم تشبه الحائض في حال الحيض لتحقق المانع من التشبه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١٠) أي الفجر الثاني.

<sup>(</sup>۱۱) بضم البه من الرأى، لا من الرواية، أى يظنّ ظنّا غالبًا قريبًا من اليقين حتى لو كان شاكّا أو أكتر رأيه. أنه لم تغرب الشمس، تجب الكفارة. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١٢) لأنه حق مضمون بالمثل، كما في المريض والمسافر حيث يجب عليهما القضاء.

بالسَمَاءِ عِلَّةٌ، لَم يَقبَل الإَمَامُ في هلالَ الفِطْرِ إلا شَهَادَةَ رَجُّلَينِ، أُورَجُلِ وامرَ أَتينِ (۱) وإن لَم تَكُن بالسَمَاءِ عِلَّةٌ، لم يَقبَل (٢) إلا شَهَادَةَ جَمَاعَةٍ يَقَعُ العِلمُ بِخَبَرِهِم (٣) . بال الاعتكاف (١)

الاعتكاف مُستَحَب (٥)، وهُو (١) الكَبْث (٧) في الْمَسجد مَعَ الصَوم (٨) ونيّة الإعتكاف،

(١٣) قوله: "ولا كفارة عليه" لأن الجناية قاصرة لعدم القصد، وفيه قال عمر رضى الله عنه: تجانفنا لإثم قضاء يوم علينا يسير، واعلم أن السحور مستحب لقوله عليه السلام: «تسحروا فإن في السحور بركة» والمستحب تأخيره، لقوله عليه السلام: «ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك». والسحور اسم لما يؤكل في وقت السحر، وهو السدس الأخير من الليل، والمراد بالبركة في الحديث زيادة القوة في أداء الصوم، ويجوز أن يكون المراد به نيل الثواب، لاستنانه بأكل السحور بسنن المرسلين، وعمله مما هو مخصوص أهل الإسلام، قال عليه السلام: «فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحور». (الجوهرة وغيرها)

(١٤) قوله: "لم يفطر احتياطًا" فإن أفطر فعليه القضاء ولا كفارة عليه وقال بعضهم: يفطر سرا. (الجوهرة)

(۱) قوله: "لم يقبل الإمام في هلال الفطر إلا شهادة رجلين" لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر، فأشبه سائر حقوقهم، والأضحى كالفطرلأنه تعلق به نفع العباد وهو التوسع للحوم الأضاحي، ولابد أن يكونوا عدولا غير محدودين في القذف، لأنه خروج من عبادة، فيحتاط فيها، وهل يشترط لفظ الشهادة؟ قال في الفتاوى: يشترط لأنها بمنزلة الخبر الديني، كذا في "الجوهرة".

(٢) في هلال الفطر. (ج)

(٣) وقد بينا ذلك في هلال رمضان. (ج)

(٤) قوله: "باب الاعتكاف" أخّره عن الصوم، لأنه شرطه، والشرط مقدم طبعًا، وهو افتعال من العكف وهو متعدد العكوف لازم، وهو الملازمة والحبس والمنع، قال الله تعالى: ﴿وَالهَدَى مَعكُوفًا أَن يَبلُغَ مَحلّه﴾، أى ممنوعًا، وفي الشرع هو اللبث والقرار في المسجد مع نية الاعتكاف، وهو من الشرائع القديمة، لقوله تعالى: ﴿أَنْ طَهّرًا بَيتِي لِلطّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾. (الجوهرة)

(٥) قوله: "الاعتكاف مستحب. . . اهم" اختلف فيه ، ففي المبسوط أنه قربة مقصودة ، وقال الشيخ ، أي القدوري: إنه مستحب ، وقال في "الهداية" : إنه سنة مؤكدة ، واختاره في "المحيط" و "البدائع" و "التحفة" ، وهو الصحيح ، وقال العلامة العيني : الصحيح التفصيل ، فإن كان منذوراً فواجب ، وفي العشر الأخير من رمضان سنة ، وفي غيره من الأزمنة مستحب انتهى . ثم اختلفوا أنه سنة عيناً أو كفاية على أهل كل محلة أوعلى أهل كل بلدة في رمضان أو غيره ، وفي رمضان مطلقاً ، أو في العشر الأواخر منه بتمامها ، أو بجزء منها ، والصحيح أنه سنة مؤكدة كفاية على أهل كل بلدة في جميع العشر الأخير من رمضان ، يدل عليه المواظبة النبوية ، كما في الصحاح قال الأزهرى : يا عجبًا للناس ! تركوا الاعتكاف وما تركه النبي على مذدخل المدينة إلى أن توفاه الله .

وصورته: أن يدخل في المسجد في عشرين من رمضان بعد العصر قبل المغرب، ولا يخرج منه إلا لما لابد منه حتى رأى هلال الفطر. (الجوهرة وغيرها)

# ويَحرُمُ عَلَى الْمُعتَكفِ الوَطْءُ (١) واللَّمْسُ والقُبلَةُ (١) وإِن أَنزَلَ (١) بِقُبلَة، أو لَمس، فَسَدَ اعتكَافُه، وعَلَيه القَضَاءُ، ولا يَخرُجُ الْمُعتَكفُ من الْمَسجد إلا لَحَاجَة الإنسَان (١)، أو

- (٦) في سائر الأزمان إلا في العشرة الأواخر من رمضان، فإنه سنة فيه.
  - (٧) بفتح اللام: المكث.
- (٨) قوله: "مع الصوم اعلم أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب، لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بالصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ومثله لا يعرف إلا سماعًا، ولم يرو أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف بغير صوم، ولو كان جائزاً لفعل تعليماً. وقال الشافعي: ليس بشرط لقول على رضى الله عنه: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على نفسه، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا اعتكاف إلا بالصوم»، وما رواه أثر، فلا يعارض الخبر، ولئن سلمنا المعارضة، فنقول: هو محمول على غير المذور، بدليل قوله: إلا أن يوجبه على نفسه، واختلفت الروايات في النفل، فروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الصوم شرط لصحته، فعلى هذا لا يكون أقل من يوم، وفي ظاهر الرواية ليس بشرط، وهو قولهما، فيكون أقله ساعة بلاصوم، وليس لأقله تقدير حتى لو دخل المسجد بنية الاعتكاف، فهو معتكف ما أقام فيه، وتارك له إذا خرج، بلاصوم، وليس لأقله تقدير حتى لو دخل المسجد بنية الاعتكاف، فهو معتكف ما أقام فيه، وتارك له إذا خرج، ثم أفضل الاعتكاف ما يكون في المسجد الحرام، ثم في مسجد النبي المنتى ومسكين والفتح)
- (١) قوله: "الوطء . . . الخ" لقوله تعالى . ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَ وَانتُم عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ فإن قبل : كيف يستقيم ذكر الوطء في المسجد وهو حرام في المسجد لغير المعتكف أيضًا، قبل : لأنه قال : ولا يخرج عن المسجد إلا لحاجة الإنسان، فربما يتوهم أنه من حاجة الإنسان، فلهذا قال : ويحرم على المعتكف الوطء . (الجوهرة)
- (٢) قوله: "واللمس والقبلة [لأنهما من دواعي الجماع. (ج)] قإن قيل لم حرمت القبلة على المعتكف دون الصائم؟ قيل: لأن الجماع في الاعتكاف منصوص على تحريمه في القرآن صريحًا، فحرمت دواعيه، قال الله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَ وَأنتُم عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ بخلاف الصوم، فإنه إنما يثبت تحريم الجماع فيه دلالة بقوله تعالى: ﴿أُحِل لَكُم لَيلة الصيّام الرّفَت عُلى نِسَائِكُم ﴾ لما خص الليل بالحل دل على أنه حرام بالنهار، قال في النهاية " النقبيل واللمس لا يحرم بالصوم، ويحرم بالاعتكاف، لأن الجماع ليس بحرام في باب الصوم، لأنه يباح ليلا. (الجوهرة)
- (٣) قوله: أوإن أنزل. . . إلخ " فإن قبّل المعتكف أو لمس ولم ينزل، لم يفسد اعتكافه، وإن أنزل فسد، وإن نظر إلى امرأة فأنزل لم يفسد اعتكافه، لأنه إنزال من غير مباشرة، فأشبه الاحتلام. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة الإنسان [لحديث عائشة كان النبي للله لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان]" وهي الغائط والبول، لأنه معلوم وقوعها، فلابد من الخروج لأجلها، ولا يمكث بعد فراغه من الطهور، فإن مكث فسد اعتكافه عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يفسد حتى يكون المكث أكثر من نصف يوم، وفي نصف يوم روايتان، وكذا إذا خرج من المسجد ساعة لغير عنذر فسد اعتكافه عند أبي حنيفة لوجود المنافى، وعندهما: لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم، لأن اليسير من الخروج عفو للضرورة، إلا أن آبا

للجُمُعَةِ (١). ولا بَأْسَ بِأَن يَبِيعَ (٢) ويَبتَاعَ في الْمَسجِدِ مِن غَيرِ أَن يُحضِرَ السِلْعَةَ (٣)، ولا يَتَكَلَّمُ إلا بخيرِهِم (٤)، ويكره له الصمت (٥)، فإن جامع المعتكفُّ ليلا أو نَهَارًا، نَاسِيًا أو عَامِدًا بَطَلَ اعتكَافُه (٢)، ولَو خَرَجَ مِنَ الْمَسجِدِ سَاعَةً بغَيرِعُدْر، فَسَدَ اعتكَافُه (٧) عند أبي حَنيَفَة .

وقَالا: لا يَفسُدُ حَتّى يَكُونَ أَكثَرَ مِن نِصفِ يَومٍ (^)، ومَن أُوجَبَ عَلَى نَفسِه اعتِكَافَ أَيّام، لَزِمَه اعتِكَافُهَا بِلَيَالِيهَا (٩) وكَانَت مُتَتَابِعَةً (١١)، وإن لَم يَشتَرِط التَتَابُعَ فِيهَا .

حنيفة يقول: ركن الاعتكاف هو المقام في المسجد والخروج ضده، فيكون مفوتًا ركن العبادة، فالكثير فيه والقليلُ سواء، كالأكل في الصوم والحدث في الطهارة. (الجوهرة)

- (۱) قوله: "أو للجمعة" أى يخرج للجمعة، لأنها من أهم حوائجه وهي معلوم وقوعها، ويخرج إليها في وقت يمكنه أن يصلى فيه قبل خطبة الإمام أربع ركعات أو ست ركعات، فالأربع سنة، والركعتان تحية المسجد، ويمكث بعد الجمعة مقدار ما يصلى أربعًا، فإن مكث يومًا وليلة، أو أتم اعتكافه فيه، لايفسد ويكره، وإنما لاتفسد لأنه موضع الاعتكاف إلا أنه يكره لأنه التزم أداءه في مسجد واحدفلايتمه في مسجدين من غيرضرورة. (الجوهرة)
  - (٢) لأنه قد يحتاج إلى ذلك، بأن لا يجد من يقوم بحاجته. (ج)
    - (٣) وإن أحضر فمكروه.
- (٤) قوله: "ولا يتكلم إلا بخير" هذا يتناول المعتكف وغيره، إلا أنه في المعتكف أشد، قال عليه الصلاة والسلام: «فليقل خيرًا أو ليسكت» رواه مسلم. (الجوهرة وغيرها)
- (٥) قوله: "ويكره له الصمت" يعنى صمتا يعتقده عبادة كما كانت تفعله الأم المتقدمة، فإنه ليس بقربة في شريعتنا، أما الصمت عن معاصى اللسان فمن أعظم العبادات. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "بطل اعتكافه. . . إلخ" أنزل أو لم ينزل، لأن الليل محل الاعتكاف، ولكن لا يفسد صومه إذا
   كان ناسيًا، والفرق أن حالة الاعتكاف مذكرة، وهو كونه في المسجد، فلا يعذر بالنسيان فيه. (الجوهرة)
  - (٧) لوجود المنافي.
  - (٨) وهو الاستحسان لأن في القليل ضرورة .
- (٩) قوله: "لزمه اعتكافها بلياليها" لأن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما بإزاءها من الليالي، يقال: ما رأيتك منذ أيام، والمراد بلياليها. (الجوهرة وغيرها)
- (١٠) قوله: "وكانت متتابعة...إلخ" لأن مبنى الاعتكاف على التتابع، لأن الأوقات كلها قابلة له، بخلاف الصوم فإن مبناه على التفرق، لأن الليالى غير قابلة له، فيجب على التفرق حتى ينص على التتابع، نحو أن يقول: لله على أن أصوم شهرًا متتابعًا، يلزمه التتابع، وإن نوى الأيام خاصة في الاعتكاف صحت نيته، لأنه نوى حقيقة لفظه. (الجوهرة)

#### كتابُ الْحَجّ (١)

## الْحَجِ") وَاجِب (") عَلَى الأحرَارِ (المُسلِمِينَ (٥) البَالغِينَ (١) العُقَلاءِ (١) الأصحّاءِ (١) إذَا

(١) قوله: "كتاب الحج" عنون الكتاب بالحج مع أنه يذكر فيه أحكام العمرة أيضًا لشرفه، وكونه فريضة، ولأن الحج نوعان: الحج الأكبر حج الإسلام، والحج الأصغر العمرة، والصحيح أن الحج لم يجب إلا على هذه الملة البيضاء. واعلم أنه عليه الصلاة والسلام حج قبل أن يهاجر حججًا لا يعلم عددها، وكانت حجته الفريضة بعدما هاجر سنة عشر، وحج أبو بكر رضى الله عنه سنة تسع، وفيها فرض الحج. (فتح المعين)

قوله: كتاب الحج. . . إلخ " الحج في اللغة: عبارة عن القصد، وفي الشرع: عبارة عن قصد البيت على وجه التعظيم لأداء ركن من الدين العظيم، والعبادات ثلاث: بدني محض كالصلاة والصوم، ومالى محض، كالزكاة، ومركب منهما. (الجوهرة)

(٢) قوله: "الحج واجب إلخ" أى فرض محكم، إنما ذكره بلفظ الوجوب لأن الواجب أعم، لأن كل فرض واجب، وليس كل واجب فرضًا، قال الله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النّاسِ حجّ البّيتِ ﴾ الآية، وهل وجوبه على الفور أم على التراخى؟ فعند أبى يوسف: على الفور، لأنه يختص بوقت خاص، والموت في سنة واحدة غير نادر، وعن أبى حنيفة أنه على الفور، كذا في "المحيط": إن أصح الروايتين عن أبى حنيفة أنه على الفور، كذا في "المعيني".

وعند محمد على التراخى، لأنه وظيفة العمر، والخلاف فيما إذا كان غالب ظنه السلامة، أما إذا كان غالب ظنه السلامة، أما إذا كان غالب ظنه الموت، إما بسبب المرض، أو الهرم، فإنه يتضيق عليه الوجوب إجماعًا، فعند أبى يوسف لا يباح له التأخير عند الإمكان، فإن أخره كان أثمًا، وحجته قوله عليه السلام: امن ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموديًا أو نصرانيًا»، وحجة محمد أن الله تعالى فرضه سنة ست، وحج رسول الله يتخ سنة عشر، ولو كان وجوبه على الفور لم يؤخره، والجواب لأبى يوسف أن النبى يَشِيَّة قد علم بطريقة الوحى أنه يعيش إلى أن يؤديه، فكان آمنا من فواته، كذا في الجوهرة

قلت: الصحيح أن الحج فرض في أواخر سنة تسع، وأن آية فرضيته هي قوله تعالى: ﴿وَلله عَلَى النّاسِ حجَ البّيتَ ﴾ وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع، وأنه ﷺ لم يؤخر الحج بعد فرضه إلا عامًا واحدًا، وهذا هو اللائق بهديه وحاله ﷺ، وليس بيد من ادعى فرض الحج سنة ست أو سبع أو تمان أو تسع دليل واحد، وغاية ما احتج به سنة ست أن فيها نزل قوله تعالى: ﴿وَأَتِمَوا الْحَجَ وَالعُمرة لله ﴾، وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج، وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه، وأين هذا من وجوب ابتداءه، كذا في "رد المحتار".

والحق الصريح أن الحج فرض سنة تسع، لأن أبا بكر رضى الله عنه حج سنة تسع قبل حجه ﷺ، ولو لم يكن افتراض الحج سنة تسع كيف حج أبو بكر رضى الله عنه قبل الفرض.

واعلم أن قول أبى يوسف: إنه واجب على الفور احتراز عن الفوت حتى إذا أدى به بعد العام الأول كان أداءً عنده، وعند محمد: وجوب على التراخى بشرط أن لا يفوت حتى لو لم يؤد فى العام الأول، وأدى فى الثانى أو الثالث يكون أداء، ولو لم يؤد ومات، يكون آثمًا اتفاقًا، فثمرة الخلاف أنه إن أداه بعد العام الأول يأثم بالتأخير عند أبى يوسف رحمه الله، خلافًا لمحمد رحمه الله، ثم للحج فرائض وواجبات وسنن، أما الفرائض: فثلاثة أشياء: الإحرام، والوقوف بعرفات، وطواف الزيارة، وواجباته خمسة، فيجوز الحج مع تركها، ولكن يلزم الدم، وهي الوقوف بمزدلفة ورمى الجمار والحلق أو التقصير، والسعى بين الصفاء والمروة وطواف الصدر إلا على الحائض، وما سوى ذلك سنة وآداب، كذا في المشكلات.

(٣) قوله واجب أي مرة واحدة في العمر لأن سببه البيت وهو واحد و دليل سببيته الإضافة في قوله تعالى:

## قَدَرُوا عَلَى الزَادِ والرَاحِلَة (١) فَاضِلا (٢) عَن الْمَسكَنِ، وما لا بُدَّ مِنهُ (٢) وعن نَفَقَة (١) عَيالِه إلى حِينِ عَودِه، وكَانَ الطَرِيقُ أَمِنًا (٥)، ويُعتَبَرُ في حَقّ الْمَرأةِ أن يَكُونَ لَهَا مَحرَمٌ يَحُجّ بِهَا، أو

﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حَجَّ البِّيتِ ﴾ فإن الأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها، كما تقرر في الأصول، ولا يتكرر الواجب إذا لم يتكرر سببه، ولحديث مسلم: «يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج، فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله ﷺ: لوقلت نعم لوجبت ولما استطعتم، كذا في "رد المحتار".

(3) قوله: "على الأحرار... إلخ" إنما ذكر الأحرار وما بعده بلفظ الجمع، ولم يفرد كما أفرده به فى قوله: الزكاة واجبة على الحر إخراجا للكلام مخرج العادة، إذ العادة جرت فى خروجهم بالكثرة، كذا فى "البناية"، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلله عَلَى انتّاس حجّ الْبيت ﴾، وإنما شرط الحرية لأن العبد ليس من أهله، قال عليه السلام: «أيما عبد حج ولو عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام» فإن قيل: ما الفرق بين الصلاة والصوم وبين الحج فى حق العبد حتى وجبا عليه دون الحج؟ قيل: لأن الحج لا يتأتى إلا بالمال غالبًا، والعبد لا يملك شيئًا، قال الله تعالى: ﴿عَبدًا مَملُوكًا لا يَقدر عَلى شَيء ﴾ ولأن حق المولى فى الحج يفوت فى مدة طويلة، فقدم حق العبد على حق الله لافتقار العبد وغناء الله، بخلاف الصلاة والصوم، فإنهما يؤديان بغير المال، ولا ينقطع خدمة المولى بهما، كذا فى "الجوهرة".

- (٥) لا على الكافرين.
- (٦) قوله: "البالغين" احتراز عن الصبيان، لأن العبادات موضوعة عنهم، لأنهم غير مكلفين. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "العقلاء. . . إلخ" احتراز عن المجانين، قال عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ»، كذا في "الجوهرة".
- (٨) قوله: "الأصحاء" أى أصحاء البدن والجوارح، حتى لا يجب على المريض والمقعد والمقطوع اليد والرجل، والزمن والمفلوج والشيخ الكبير الذى لا يثبت على الراحلة بنفسه والمحبوس والخائف من السلطان، لأن العجز عن العبادة يؤثر في سقوطها ما دام العجز باقيًا، واختلفوا في الأعمى فعند أبي حنيفة: لا حج عليه، وإن وجد قائدًا (هكذا في "رد المحتار") ويجب في ماله، وعندهما يجب عليه إذا وجد قائدًا أو زادًا وراحلة، ومن يكفيه مؤنة سفره في خدمته لا يجزئه أن يحج عنه غيره، وأما العجز بالمرض إن كان مرضًا يرجى زواله لزمه الحج بعد ارتفاعه، ولا يجزئه حج غيره عنه، ويتوجه عليه أن يحج بنفسه بعد البرء، كذا في "الجوهرة".
- (١) قوله: "إذا قدروا على الزاد" يعنى بنفقة وسط لاإسراف فيها ولاتقتير وراحلة أى بطريق الملك والإجارة لا بطريق الإباحة من جهة من لا منة له عليه كالوالدين والمولودين أو من غيرهم، وإنما يشترط الراحلة في حق من بينه وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدًا، أما في ما دونها لا يشترط إذا كان قادرًا على المشى، ولكن لا بد أن يكون لهم من الطعام مقدار ما يكفيهم وعيالهم بالمعروف إلى عودهم، كذا في "الجوهرة".
  - (٢) انتصب على الحال من الزاد والراحلة. (ج)
  - (٣) قوله: "وما لا بدمنه. . . إلخ" يعني كالخادم والأثاث وثيابه وفرسه وسلاحه وقضاء ديونه . (الجوهرة)
    - (٤) يعنى نفقة وسط لا نفقة إسراف. (ج)
- (٥) قوله: "وكان الطريق آمنا. . . إلخ" أى وقت خروج أهل بلدة والمراد به غلبة السلامة، لأنه لا يتأتى بدونه وهو شرط الوجوب في رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة، وكان القاضى أبو حازم يقول: هو شرط وجوب الأداء، قال في "النهاية" وشرح اللباب هو الصحيح، ورجحه في "الفتح"، فعلى هذا القول تجب الوصية به إذا

زَوجٌ (١) ولا يَجُوزُلهَا أَن تَحُجّ بغَيرِهِ مَا (١) ، إذَا كَانَ بَينَهَا وبَينَ مَكّةَ مَسِيرَةُ ثَلاثَة أيّام فَصَاعِدًا .

والْمَوَاقِيتُ (٢) التِي لا يَجُوزُأن يَتَجَاوَزَهَا (١) الإنسَانُ إلا مُحرِمًا، لأَهلِ الْمَدينَةِ ذُو الْحُلَيفَة (٥)، ولأَهلِ العَرَاقِ ذَاتُ عِرِق (٦)، ولأَهلِ الشَامِ (٧) الجُحفَةُ (٨)، ولأَهلِ النَجدِ قَرَن (٩)،

مات قبل أمن الطريق، وعلى القول الأول لا تجب، وأما إذا مات بعد الأمن، فتجب الوصية اتفاقًا، هكذا في " "الجوهرة" و "رد المحتار" و "العيني".

- (۱) قوله: "يعتبر في حق المرأة أن يكون لها محرم يحج بها، أو زوج" سواء كانت عجوزًا أو شابة، والمحرم هو كل من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد، سواء كان بالرحم أو بالصهورية أو بالرضاع، وسواء كان حرّاً أو عبدًا أو ذميّا، أما المجوسي فليس بمحرم، والصبي والمجنون ليسا بمحرم، والمراهق كالبالغ. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "ولا يجوز لها أن تحج . إلخ "لقوله عليه السلام: "لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم" ولقوله عليه السلام: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو محرم منها" رواه أبو داود ومسلم، ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتة، وتزداد بانضمام غيرها إليها، ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها، بخلاف ما إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام، لأنه يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير محرم، فإن حجت بغير محرم أو زوج جاز حجها مع الكراهة، وهل المحرم من شرائط الوجوب أم من شرائط الأداء، فعلى الخلاف في أمن الطريق. (الجوهرة وغيرها)
- (٣) قوله: "المواقيت" جمع ميقات، وهو الوقت المضروب للفعل، والمرادبه المواضع، وهي خمسة كما بينها الشيخ في المتن.
  - (٤) قوله: "لا يجوز أن يتجاوزها" يعني لايتجاوزها إلى مكة إما إلى الحل فإنه يجوز بغير إحرام (الجوهرة)
- (٥) قوله: "ذو الحليفة" تصغير حلفة، وهي ماء من مياه بني جشم بينهم وبين بني خفاجة من بني عقيل بينه وبين المدينة سنة أميال، وقيل سبعة، وهو منزل رسول الله على إذا خرج من المدينة، وكان ينزل تحت شجرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة اليوم، والعوام يقولونه: آبار على رضى الله عنه، كما في "البناية" و"العيني شرح الكنز".
- (٦) قوله: "ذات عرق" بكسر العين هو موضع منه إلى مكة مسيرة ثلاثة أيام، سمى به لأن هناك عرق وهو الجبل الصغير. (العيني وغيره)
- (٧) قوله: "ولأهل الشام الجحفة" وهي التي دعا النبي على أن ينقل إليها حمى المدينة، فإن قلت: كيف يتأتى قوله عليه الصلاة والسلام: «هن لهن ولمن أتى عليهن» أهل الشام والعراق لم يكونوا مسلمين في ذلك الوقت، أجيب بأنه عليه السلام علم بطريق الوحى إيمانهم، فوقت لهم. (فتح المعين)
- (٨) قوله: "الجحفة" -بضم الجيم وسكون الحاء المهملة- هو موضع قريب من رابغ محاذ لذى الحليفة من الجانب الشامى، وليس برابغ كما يقولونه العوام، وهي المهيعة وكان يعرف بها حتى جحف السيل بأهلها، أي ذهب فسميت جحفة.
- (٩) قوله: "قرن" في "المغرب": القرن ميقات أهل نجد، جبل مشرف على عرفات بينه وبين مكة خمسون ميلا، والعرب تسميه قرن المنازل، وهو بإسكان الراء، وهو الصحيح، كذا في "شمس العلوم".

والأهل اليَمَنِ يَلَمْلَمُ (١).

فإن قَدَّمَ الإحرَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ جَازَ<sup>(۱)</sup>، ومَن كَانَ بَعدَ الْمَوَاقِيت<sup>(۱)</sup>، فميقَاتُه الحِلِّ ومَن كَانَ بَعدَ الْمَوَاقِيتِ الْمَوَاقِيتِ الْحَرَامَ الْحَلِّ ومَن كَانَ بَكَةَ فميقَاتُه فَى الحَجَّ الحَرَمُ (۱) وفى العُمرَةِ الحِلّ، وإذَا أَرَادَ (۱) الإحرَامَ (۱) اغتَسَلَ أو تَوضَّا، والغُسْلُ أفضَل (۱) ولَبِس تُوبَينِ جَدِيدَينِ أو غَسِيلَينِ إِزَارًا ورِدَاء (۱)، ومَس اغتَسَلَ أو تَوضَّا، والغُسْلُ أفضَل (۱) ولَبِس تُوبَينِ جَدِيدَينِ أو غَسِيلَينِ إِزَارًا ورِدَاء (۱)، ومَس

(۱) قوله: "يلملم [هكذا وقّب رسول الله ﷺ هذه المواقيت لهؤلاء، كما في "الصحاح"]" -بفتح المثناة التحتية واللامين وإسكان الميم ويقال لها: ألملم -بالهمرة - وهو الأصل، والياء تسهيل لها، وهو جبل من جبال تهامة مشهور في زمانها بالسعدية، قاله بعض شراح المناسك على مرحلتين من مكة، كذا في "رد المحتار"، وقد نظم بعضهم بيتين وهما:

وبىذى الحملىية يحرم المدنى ولأهمل نجمد قمرن فساسستسبن (الفتح وغيره) عرق العراق يالمملم اليامن للشام جحفة إن مررت بسها

(٢) قوله: "جاز . . . إلخ" لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجّ وَالعُمرَةَ شَه ﴾ وإتمامهما أن بحرم بهما من دويرة أهله، كذا قاله على وابن مسعود، والأفضل التقديم عليها، لأن إتمام الحج مفسر به، والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر، وعن أبى حنيفة إنما يكون أفضل إذا كان يملك نفسه أن لا يقع في محظور ، كذا في "النهاية".

- (٣) وفي نسخة: منزله بعد هذه المواقيت.
- (٤) قوله: "فميقاته الحل [الذي بين المواقيت وبين الحرم يعنى في الحج والعمرة، والحل -بكسر الحاء وشدة اللام]" يعنى في الحج والعمرة، ويجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا كان لحاجة، لأنه يكثر منهم دخول مكة، وفي إيجاب الإحرام في كل دخلة حرج ظاهر، بخلاف ما إذا أدركوا النسك، فإنه لا يباح لهم دخولها إلا بإحرام، لأنه يتفق أحيانًا، فلا حرج. (الفاتح)
- (٥) قوله: فميقاته في الحج الحرم. . . إلخ لأن النبي على أمر أصحابه أن بحرموا بالحج من جوف مكة ، وأمر أخا عائشة أن يعمرها من التنعيم وهو في الحل ، ولأن أداء الحج في عرفة وهي في الحل ، فيكون الإحرام من الحرم ليتحقق نوع سفر ، وأداء العمرة في الحرم ، فيكون الإحرام من الحل ، إلا أن النتعيم أفضل ، لورود الأثر به ، وإنما سمى التنعيم لأن عن يمينه جبلا يسمى نعيمًا ، وعن يساره جبلا يسمى باعمًا ، ه الوادي نعمان ، ولو ترك المكى ميقاته وأحرم للحج في الحل ، وللعمرة في الحرم بجد عليه دم . (الجوهرة وغيرها)
  - (٦) بالحج أو بالعمرة أو بهما.
  - (٧) سمى به لأنه يحرم المباحات قبله من الطيب ولبس المخيط وغير ذلك. (ح)
- (٨) قوله: "والغسل أفضل" يعنى أن السنة في الإحرام إحدى الطهارتين مع قيام التفاوت بينهما في الفضيلة، فالغسل أفضل، لما روى زيد بن ثابت أنه عليه السلام اغتسل لإحرامه، رواه الترمذي وحسنه، ولأنه أعم وأبلغ في التنظيف، والمراد بهذا الغسل تحصيل النظافة وإزالة الرائحة الكريهة لا الطهارة حتى تؤمر به الحائض والنفساء، كما روى أنه عليه الصلاة والسلام: أمر أبابكر رضى الله عنه حين نفست زوجته أسماء رضى الله عنهما بابنه محمد أن يأمرها أن تغتسل وأن تحرم بالحج، ولا يتصور حصول الطهارة لها ولهذا لا يعتبر التيمم عند العجز عن الماء بخلاف جمعة وعيد، ويشترط لنيل السنة أن يحرم على طهارة الاغتسال حتى لو أحدث ثم توضأ فأحرم

طِيبًا(۱) إِن كَانَ لَه (۲) وصَلَّى رَكَعَتَين (۲) وقَالَ (٤): اَللَّهُمّ إِنَّى أُرِيدُ الْحَجّ (٥) فيسّر هُ لِي وتَقَبّلُه منّى، ثُمّ يُلَبّى عَقيبَ صَلاته (١) ، فإن كَانَ مُفردًا بالحَجّ نَوَى بتَلبِيَتِه الحَجّ (٧) ، والتَلبِيةُ أَن يَقُولَ:

لم ينل فضله، لأنه شرع للإحرام، ويندب أيضًا كمال التنظيف من قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وجماع أهله وحلق رأسه لمن اعتاده وتسريح شعره لمن لم يعتده وغسل بدنه بالخطمي والأشنان ونحوهما. (العيني والمستخلص والفتح)

(٩) قوله: "ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزاراً [لأنه عليه السلام ائتزر وارتدى عند إحرامه، رواه البخارى] ورداء "الإزار من الحقو، والرداء من الكتف، ويكونلن غير مخيطين، لأن النبى الحقو، والرداء من الكتف، ويكونلن غير مخيطين، لأن النبى الحروة ودفع الحر والبرد وذلك إنما إحرامه، وإنما ذكر ثوبين، لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط، ولا بدله من ستر العورة ودفع الحر والبرد وذلك إنما يحصل بالإزار والرداء، ثم الجديد أفضل، لأنه أقرب إلى الطهارة من الآثام، ولهذا قدمه الشيخ على الغسيل، فإن لم يوجد الجديد فالغسيل، لأنه أشبه به في هذا المعنى، ثم الجمع بينهما على وجه السنة حتى لو اقتصر على الإزار أجزأه لوجود ستر العورة. (المستخلص والفتح والجوهرة)

وفى رواية: وبيص الدهن فى رأسه ولحيته، وعنها أيضاً أنها قالت: كنا نخرج معه عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سأل عن وجها، فيراه عليه السلام ولا ينهانا عنه، وما رواه منسوخ؛ لأنه فى عام الفتح فى العمرة، وما روينا كان فى حجة الوداع، ولأنه غير متطيب بعد الإحرام، وهو المنهى عنه، وما فى جسده تابع له لاتصاله به. (فتح المعين)

(٢) قوله: "إن كان له" هذا يدل على أن الطيب من سنن الزوائد، وليس من سنن الهدى. (الجوهرة)

(٣) قوله: "وصلى ركعتين [بعد اللبس والتطيّب ندبًا في غير وقت كراهة. (ع)]" لما روى جابر رضى الله عنه أن النبي ﷺ صلى بذى الحليفة ركعتين عند إحرامه، وهذه صلاة الاستعانة وهي واجبة في جميع الأمور لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصّبرِ وَالصّلاةِ ﴾ والحج أشق الأمور وأعظمها، فيستعان له، وتجزئ عن هذين الركعتين المكتوبة والتحية، ولو قرأ فيهما بالكافرون والإخلاص لكان أفضل، والأمر ههنا للندب، وقيل: لبيان السنة. (الفتح والمستخلص)

- (٤) قوله: "وقال: اللّهمّ. . . إلخ" وإنما لم يذكر مثل هذا الدعاء في الصلاة والصوم، لأن الحج يؤدى في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة، فلا يعرى عن المشقة، فيسأل الله التيسير . (الجوهرة)
- (٥) قوله: "اللّهم إنى أريد الحج. . . إلخ" لأن أنسًا رضى الله عنه روى أنه عليه السلام صلى الظهر بذى
   الحليفة ثم ركب على راحلته، فقال: اللّهم إنى أريد الحج. . . إلى آخره. (العينى)
- (٦) قوله: "يلبى عقيب صلاته" لما روى أن النبى على الله لله لله الله المؤفضل حتى لو لبى بعد ما استوت به راحلته أصح وأكثر، لكن روى ما استوت به راحلته أصح وأكثر، لكن روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: وأيم الله لقد أوجب عليه الصلاة والسلام أى لبى فى مصلاه، والذكر

لَبَيْكُ (۱) اللّهُم لَبَيْكَ لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ (۲) ، إِنَّ الْحَمدُ (۲) والنِعمَةَ لَكَ والمُلكَ لا شَرِيكَ لَكَ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ عَنهُ مِن هَذِهِ الكَلْمَاتِ (۵) ، فإَن زُادَ فِيهَا جَازَ (۱) ، فإذَا لَبَي (۷) ، فقَد أُحرَمَ ، فليَتَّق ما نَهَى اللهُ عَنهُ مِن اللّهُ عَنهُ مِن اللّهُ عَنهُ مَن اللّهُ عَنهُ مِن اللّهُ عَنهُ لَهُ وَلاَيَقتُلُ

باللسان ليس بشرط، كما في الصلاة، فإن جمع بينهما كان أحسن. (المستخلص والفتح)

- (٧) قوله: "نوى . . . إلخ " لأنها عبادة والأعمال بالنيات . (الجوهرة)
- (۱) قوله: "لبيك. . . إلخ" هو من المصادر التي يجب حذف فعلها لوقوعه مثنى، واختلفوا في معناه، فقيل: مشتق من ألب الرجل إذا أقام في مكان، فمعنى لبيك أقيم على عبادتك إقامة بعد إقامة، لأن التثنية ههنا للتكرير والتكثير، ويقال: معنى لبيك أنا أقيم على طاعتك منصوب على المصدر من قولهم: لب بالمكان وألب، قام به ولزم، وكان حقه أن يقال: لبّا، لكنه ثنى للتأكيد، أي لبًا لك بعد الباب، وقيل: مشتق من قولهم: امرأة لبة، أي محبة لزوجها، فمعناه إخلاص لك ومنه لب الطعام، كذا في "البناية".
- (٢) قوله: "لبيك اللهم لبيك إلى قوله: لا شريك لك" هذه تلبية رسول الله على واجبة عندنا، أو ما قام مقامها من سوق الهدى، في "الهداية" هو إجابة لدعاء الخليل عليه السلام على ما هو المعروف في القصة، وهي ما أخرجه الحاكم عن جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: يا رب قد فرغت قال: أذن في الناس بالحج، قال: رب وما يبلغ صوتى، قال: أذن وعلى البلاغ، قال: رب كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس كتب عليكم حج البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض، ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون، وقال: صحيح الإسناد، وأخرج الأزرقي عن مجاهد قال: قام إبراهيم على هذا المقام، فقال: يا أيها الناس! أجيبوا ربكم فقال: لبيك اللهم لبيك، قال: فمن حج اليوم، فهو ممن أجاب إبراهيم.
- (٣) قوله: "إن الحمد" بكسر الهمزة وهو قول الفراء، وقال الكسائى: الفتح أحسن، ومعناه لأن الحمد أو بأن الحمد، وعن ابن سماعة قلت لمحمد: ما أحب إليك؟ قال: الكسر للابتداء والفتح للبناء، والابتداء أولى من البناء، أي ليكون ابتداء ذكر لا تعليلا للكلام الأول. (الفتح والمسكين والمستخلص)
- (٤) قوله: "لا شريك لك" وهذه تلبية رسول الله على واجبة عندنا، أو ما قام مقامها من سوق الهدى، ولو كان مكان التلبية تسبيح أو تهليل أو ما أشبه من ذكر الله، ونوى به الإحرام صار محرمًا. (ج)
- (٥) قوله: "ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات" لأنه هو المنقول عنه على الرواة، وقال عليه السلام: «خذوا مناسككم عني» فالنقص مكروه اتفاقًا. (الفتح)
- (٦) قوله: "فإن زاد فيها جاز" يعنى بعد الإتيان بها، أما في خلالها فلا، وقال الشافعي في رواية الربيع عنه: لا يزيد، لأنه ذكر منظوم، فتخل به الزيادة والنقصان كالأذان، ولنا أن ابن عمر رضى الله عنه كان يقول: إذا استوت به راحلته زيادة على المروى: «لبيك لبيك وسعديك والخير بين يديك والرغباء إليك والعمل» متفق عليه.

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقول: «لبيك بعدد التراب لبيك» ولأن المقصود هو الثناء وإظهار العبودية، فلا يمنع الزيادة عليه، بخلاف الأذان، لأنه للإعلام، فلا يزاد على المنقول. (الفتح)

(٧) قوله: "فإذا لبّى . . . إلخ" يعنى إذا نوى ولبّى كان محرمًا، فلا يصير شارعًا في الإحرام بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية ، ولا بمجرد التلبية ما لم ينو ، لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية ، ثم إذا أحرم صلى على النبى عليه السلام ، ودعا بما شاء عقيب إحرامه ، كذا في "الكشف" .

صَيداً (()، ولا يُشيرُ إلَيه ولا يَدُل عَلَيه (٢)، ولا يلبَس ُ قَميصاً (٣)، ولا سَرَاويل، ولا عَمَامَة، ولا قَلَنسُوَة، ولا قَبَاء، ولا خُفيّنِ إلا أن لا يَجِد نَعلَينِ، فيقطعهُ مَا مِن أسفَلِ الكَعبَينِ، ولا يُغطّى رَأْسَه ولا وَجهَه (٤)، ولا يَمس طيبًا (٥)، ولا يَحلقُ رَأْسَه (٢)، ولا شَعرَ بَدَنه، ولا يَقُص من

(٢) قوله: "ولا يشير إليه ولا يدل [بيده] عليه [أى لا يقول بلسانه: في موضع فلان الصيد، واعلم أن الإشارة تختص بالحضرة والدلالة بالغيبة. (ج)] ظاهر إطلاقه الأمر، وفي حرمة الإشارة والدلالة بينهما إذا كان للقاتل علم أم لم يكن، والراجح إن منع محمول على ما إذا لم يكن له علم به، والأصل في ذلك حديث أبي قتادة رضى الله عنه أنه عنه أنه عنه الله عنه قال: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقى من لحمه وال البخارى ومسلم. (الفتح والمستخلص)

(٣) قوله: "ولا يلبس قميصاً... إلخ " يعنى اللبس المعتاد، أما إذا اتزر بالقميص وارتدى بالسراويل لا شيء عليه، والأصل في منع لبس هذه الأشياء المذكورة في المتن حديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله على منع لبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا مامسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه. والكعب ههنا هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك فيما روى هشام عن محمد رحمه الله، وأما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت من المخيط والخفين، إلا أنها لا تغطى وجهها لقوله عليه الصلاة والسلام: "إحرام المرأة في وجهها" ولأن بدنها عورة وستره بما ليس بمخيط يتعذر، فلذلك جوز لها لبس المخيط. (التبيين والفتح والجوهرة)

(٤) قوله: "ولا يغطى رأسه ولا وجهه" يعنى التغطية المعهودة، أما لو حمل على رأسه عدل بر وشبهه، فلا شيء عليه، لأن ذلك لا يحصل به المقصود من الارتفاق، وقال الشافعي رحمه الله: يجوز للرجال تغطية الوجه لقوله عليه الصلاة والسلام: "إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها". ولنا قوله تشخفي الأعرابي المحرم الذي وقصت به ناقته فمات: لا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً، فنهيه عليه الصلاة والسلام عن تخمير وجهه ورأسه دل على أن للإحرام أثراً في تغطية الوجه غير أن أصحابنا قالوا: بتغطية وجه المحرم إذا مات بدليل آخر، وهو ما روى أنه على سئل عن محرم مات، فأمر بتخمير وجهه ورأسه، وإنما أمر بذلك لانقطاع الإحرام بالموت، لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله" الحديث.

ولا شك أن الإحرام عمل وتأويل حديث الأعرابي أن النبي عرف بقاء إحرامه بعد الموت بطريق الوحي بالخصوصية، وقد كان النبي على يخص بعض أصحابه بأشياء، ولهذا نهاهم عن تخميرهما، وأيضًا ما رواه الشافعي موقوف على ابن عمر رضى الله عنهما، فلا يعارض المرفوع، ولئن صح فقوله: إحرام الرجل في رأسه ليس فيه نفى وجهه. (العيني والفتح والمستخلص والجوهرة)

<sup>(</sup>٨) قوله أمن الرفث الرفث: الجماع أو الكلام الفاحش، أو ذكر الحماع بحضرة النساء، والفسوق المعاصى، وهو في حال الإحرام أشد حرمة، والجدال أن مجادل رفيقه، والأصل فيه فوله تعالى: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جَدَالَ في الْحَجِّ فهذا نهى بصيغة النفى.

<sup>(</sup>١) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقتُلُوا الصّيدَ وَأَنتُم حُرُّمُ ﴾.

<sup>(</sup>٥) وكذا لا يدّهن؛ لقوله عليه السلام: «الحاجّ الشعث التفل».

<sup>(</sup>٦) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحلقُوا رُؤوسَكُم﴾ الآية.

لحيَتِه (١) ولا من ظُفُره، ولا يَلبَس تُوباً مَصبُوغًا بور سور ٢)، ولا بزَعفَران ولا بعُصفُر (٣) إلا أن يكُونَ غسيلا، ولا يَنفُض (١) الصبغ .

ولا بَأْسَ بأن يَغتَسِلَ<sup>(°)</sup>، ويَدْ حُلَ الْحَمَّامَ <sup>(۲)</sup>، ويَستَظِلَّ بالبَيتِ والْمَحمَلِ<sup>(۷)</sup>، ويَشُدُّ<sup>(۸)</sup> في وَسَطه الهِميَانَ<sup>(۱)</sup>، ولا يُغسِلُ رَأْسَه ولا لحيتَه بالخِطمي <sup>(۲)</sup>، ويُكَثِّرُ من التَّلبِية عَقيبَ الصَلَواتُ (۱۱)، وكُلِّما عَلا شَرَفًا (۱۲)، أو هَبَطَ وَادِيًا، أو لَقِي رُكبَانًا وبالأسحَارِ (۱۲)، فإذَا دَخلَ

- (١) لأنه في معنى الحلق، ولأن فيه إزالة الشعث.
- (٢) لقوله عليه السلام: «لا يلبس المحرم ثوبًا مسّه زعفران ولا ورس».
  - (٣) گياهي كه جامه بآن رنگ كنند لأن المنع للطيب لا للون.
- (٤) قوله: "ولا ينفض" أى لا تفوح رائحته، وهو الأصح، وقيل: لا يتناثر صبغه، وهو أقرب لمادة اللفظ. (الجوهرة والعيني)
- (٥) قوله: "ولا بأس بأن يغتسل [لأن عمر رضى الله عنه اغتسل وهو محرم، رواه مالك في "الموطأ"]" لأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل وهو محرم، رواه مسلم، ولأن الغسل طهارة فلا يمنع منها. (الجوهرة والعيني)
- (٦) قوله: "ويدخل الحمام" لأنه عليه الصلاة والسلام دخل الحمام بالجحفة، وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئًا، والمراد مجرد دخول الحمام والاغتسال بالماء الحار، وأما إزالة الوسخ فمكروهة، وعند مالك إن دخل الحمام وتدلك افتدى. (العيني والفتح)
- (٧) قوله: "ويستظل بالبيت والمحمل" الاستظلال بالبيت هو في الأصل الخيمة من الصوف أو الشعر، ثم أطلق على المسقف، سمى به لأنه يبات فيه، وفي معناه نطع أو ثوب مرفوع على عود بحيث يمكن الاستظلال به، وكذا الفسطاط والمحمل إن لم يضب رأسه أو وجهه، فإن أصاب أحدهما كره، وقال مالك: يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبهه لما روى أن ابن عمر رضى الله عنهما أمر رجلا قد رفع ثوبًا على عود يستر من الشمس، فقال له: أضح لمن أحرمت له، أى أبرز، وبه قال أحمد: ولنا حديث أم الحصين، قالت: حججت مع رسول الله عجمة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي على والآخر رافع ثوبه ليستره من الحرحتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم وغيره، وعمر رضى الله عنه كان يلقى على شجرة ثوبًا ويستظل به، وعثمان رضى الله نصب له فسطاطه. (العيني والفتح)
  - (٨) لأنه ليس في معنى لبس المخيط.
    - (٩) هو شيء يجعل فيه الدراهم.
  - (١٠) لأنه نوع طيب، ولأنه يقتل هوام الرأس.
- (١١) قوله: "عقيب الصلوات وكلما علا شرفًا... إلخ" لأن أصحاب رسول الله على كانوا يلبّون في هذه الأحوال، والتلبية في حال الإحرام على مثال التكبير في الصلاة فيؤتى بها عند الانتقال من حال إلى حال، واستحب أن يرفع بها صوته لقوله على «أفضل الحج العج والثج»، فالعج رفع الصوت لتلبيه، والثج إسالة الدم، كذا في "الهداية" و"الجوهرة".
  - (١٢) أي صعد مكانًا مرتفعًا.

# بَكّة (۱) ابتكا أبالْمسجد الحَرَام (۲)، فإذَا عَايَن (۳) البَيتَ كَبّر (۱) وهَلّل (۵)، ثُمّ ابتَدا أبالحَجرِ الأسوَدِ، فاستَقبَلَه وكَبّر (۱) وهَلّل ورَفَع (۷) يَديه مَعَ التَكبيرِ، واستَلَمَه (۸) وقَبّلَه (۹) إن استَطَاعَ من

(١٣) قوله: "وبالأسحار" خصّه لأنه وقت إجابة الدعاء، ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبى إذا لقى راكبًا أو صعد أكمة، أو هبط واديًا، وفي أدبار المكتوبة، وآخر الليل، ذكره في الإمام، والصحابة رضى الله عنهم كانوا يلبون في هذه الأحوال، لأن للحج شبهًا بالصلاة من أن لكل واحد منهما تحريمًا وتحليلا والتكبير في الصلاة كالتلبية في الحج عند الصلاة كالتلبية في الحج، وقد شرع التكبير فيها عند الانتقال من ركن إلى ركن، فكذا شرع التلبية في الحج عند الانتقال من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، وكذا يستحب التلبية لو استعطف دابته واستيقظ من نومه. (الجوهرة والفتح والمستخلص والعيني)

- (١) قوله: "فإذا دخل بمكة" شرفها الله سميت مكة؛ لأنها تمك الذنوب، أي تذهبها، وتسمى أيضًا بكة، لأن الناس يتباكون فيها، أي يزدحمون في الطواف، وقيل: بكة اسم للمسجد، ومكة اسم للبلد. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "ابتدأ بالمسجد الحرام" يعنى إذا دخلت مكة شرفها الله تعالى، فادخل من الثنية العليا، وهى ثنية كداء على درب المعلى وطريق الأبطح ومنى بجنب الجحون، ومقبرة أهل مكة شرفها الله، فاقصد أولا بالمسجد من باب بنى شيبة وهو المسمى بباب السلام، لأن هذا أول شيء فعله رسول الله على وكذا الخلفاء بعده، يعنى لم يشتغل بشئ من أفعال الحج قبله، والبدء بالمسجد بعد ما يأمن على أمتعته بوضعها في حرز، أي لا تنزل منزلا ولا ترى أحدا، بل اقصد المسجد الحرام، لأن المقصود زيارة البيت، وهو في المسجد الحرام. (الفتح)
- (٣) قوله: "فإذا عاين البيت كبّر وهلل" لحديث جابر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر ثلاثًا، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم في هذا التكبير والتهليل إشارة إلى أن الكعبة ليست بمقصودة بالعبادة، بل المستحق للعبادة والعظمة والكبرياء هو الله تعالى، وإشارة إلى قطع شركة الغير في الألوهية وكمال التعظيم والجلال، ولا يبدأ بالصلاة بل باستلام الركن والطواف. (الفتح والعيني والمستخلص)
- (٤) قوله: "كبر وهلل . . . إلخ" أي يقول لا إله إلا الله والله أكبر ، اللّهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللّهم أسألك إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك، ووفاء لعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد عليه السلام، وكان ابن عمر يقول إذا لقى البيت: بسم الله والله أكبر ، ومحمد رحمه الله لم يعين في الأصل لمشاهد الحج الدعوات، لأن التوقيت يذهب بالرقة، وإن تبرك بالمنقول عنها فحسن . (الجوهرة وغيرها)
  - (٥) تعظيمًا للبيت.
- (٦) قوله: "كبّر وهلّل" لما روى أن النبي ﷺ دخل المسجد، فابتدأ بالحجر فاستقبله، وكبّر وهلل، وفي "الجوهرة": يقول عند مشيه من الباب إلى الحجر: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، وفي أدعيته غير هذه.
- (٧) قوله: "ورفع يديه . . . إلخ "لقوله عليه السلام: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» وذكر من جملتها استلام الحجر ، ويستقبل بباطن كفيه إلى الحجر .
- (٨) قوله: "واستلمه. إلخ" لما روى أن النبي ﷺ قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه، وصورة الاستلام أن يضع كفيه على الحجر، ويضع فمه بين كفيه، ويقبله إن استطاع، فإن لم يستطع جعل كفيه نحوه، وقبل كفيه،

غَيرِأن يُؤذِى مُسلِمًا (١) ثُمَّ أَخَذَ عن يَمينِه (٢) مَا يَلِى البَابَ، وقَد اضطَبَعَ (٢) رِدَاءَه قَبلَ ذَلكِ، في طُوفُ بِالبَيتِ سَبعَة أَشوَاطِ (٤)، ويَجعَلُ طَوَافَه من وَرَاءِ الحَطِيمِ (٥)، ويَرمُلُ في الأَشوَاطِ

قال في "النهاية": استلام الحجر للطواف بمنزلة التكبير للصلاة يبتدئ به الرجل طوافه، قال عليه الصلاة والسلام: «ليبعثن هذا الحجر يوم القيامة وله عينان ينظر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه واستقبله بالحق». (الجوهرة)

(٩) قوله: "وقبله وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولاتنفع، ولو لا أني رأيته عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلتك، رواه الجماعة. (العيني والفتح)

(١) قوله: "من غير أن يؤذي مسلمًا" لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر رضى الله عنه: «يا عمر إنك رجل قوى لا تزاحم على الحجر الأسود فتؤذى الضعيف ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وهلل»، رواه أحمد، ولأن ترك الإيذاء واجب، فلا يتركه لتحصيل سنة الاستلام.

والحاصل إن لم يمكنه تقبله بلا إيذاء وضع يديه وقبلهما أو أحدهما، فإن لم يقدر أمس الحجر شيئًا كالعرجون ونحوه، وقبله لقول عامر بن واثلة رضى الله عنه، رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبّل المحجن، رواه مسلم، وإذا عجز عن ذلك رفع يديه حذاء منكبيه، وجعل باطنهما نحو الحجر، وظاهرهما نحو وجهه، يشير بهما إليه كأنه وضع يديه عليه. (العينى وفتح المعين)

(٢) أي عن يمين الطواف لاعن يمين الحجرفإن أخذ عن يساره أجزأه، وعليه دم وهو الطواف المنكوس. (ج)

(٣) قوله: "وقد اضطبع رداءه قبل ذلك" والاضطباع أن يلقى أحد طرف رداءه على كتفه الأيسر، ويكون طرف الرداء على قلبه مسترسلا إلى التحت، ويخرج الطرف الآخر من تحت إبطه الأيمن، ويلقيه على كتفه الأيسر مسترسلا إلى خلفه. والحاصل أن يكون كتفه الأيمن مكشوفة، والأيسر مغطى بطرفى الرداء، وهو مأخوذ من الضبع، وهو العضد، لأنه يبقى مكشوفًا، لما روى يعلى بن أمية أن رسول الله على طاف مضطبعًا، رواه أبو داود. (العينى والفتح وغيره)

(٤) الشوط: هو الجرى من الحجر إلى الحجر. (م وج)

(٥) قوله: "من وراء الحطيم" أى يكون طوافك خلف الحطيم، لأنه من البيت، سمى به لأنه مبحطوم من البيت، أى مكسور منه، ويسمى حبحرا أيضًا، أى بكسر الحاء وسكون الجيم لأنه حجر من البيت، أى منع منه، وفيه خطيرة هاجرة وإسماعيل عليهما السلام، وليس كل الحطيم من البيت، بل مقدار ستة أدرع فقط، وهو محوط ممدود على صورة نصف دائرة خارج عن جدار البيت من جهة الشام تحت المئزاب، وكونه ستة أذرع من البيت، لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنه على قال: "ستة أذرع الحجر من البيت وما زاد ليس من البيت»، رواه مسلم، وروى أن عائشة رضى الله عنها نذرت إن فتح الله مكة عليه على أن تصلى في البيت ركعتين، فصدها سدنة البيت، فأخذ عليه الصلاة والسلام بيدها وأدخلها الحطيم، فقال: صلى ههنا، فإن الحطيم من البيت إلا أن قومك قصرت بهم النفقة، فأخرجوه من البيت، ولولا حدثان قومك بالجاهلية لنقضت بناء الكعبة، وأظهرت بناء الخليل، وأدخلت الحطيم في البيت، وألمقت العتبة بالأرض، وجعلت له بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا، ولئن عشت إلى قابل لأفعلن ذلك، فلم يعش، والبيت بني خمس مرات بنته الملائكة ثم إبراهيم عليه السلام ثم قريش في قابل لأفعلن ذلك، فلم يعش، والبيت بني خمس مرات بنته الملائكة ثم إبراهيم عليه السلام ثم قريش في الجاهلية، وكان عليه الصلاة والسلام ينقل معهم الحجارة، ثم بناه عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما، وكان سمع وغيرهم، وأدخل الحطيم في البيت، فلما قتل كره الحجاج بن يوسف أن يكون بناء البيت على ما فعله ابن الزبير رضى الله عنهما، فنقض بناء الكعبة شرفها الله تشريفًا وتعظيمًا، وأعاده على ما كان في الجاهلية، فلما كان الحطيم وغيرهم، وأدخل الحطيم في البيت، فلما قتل كره الحجاج بن يوسف أن يكون بناء البيت على ما فعله ابن الزبير رضى الله عنهما، فنقض بناء الكعبة شرفها الله تشريفًا وتعظيمًا، وأعاده على ما كان في الجاهلية، فلما كان الحطيم وغيره ما كان في الجاهلية، فلما كان الخطيم

الثَلاثِ الأُولِ<sup>(۱)</sup>، ويَمشِى فِيمَا بَقِى عَلَى هَيئَتِه (۱)، ويَستَلِمُ الحَجَرَ<sup>(۱)</sup> كُلِّمَا مَرَّبِه إن استَطَاعَ، ويَحتِمُ الطَوَافَ بالاستِلامِ، ثُمَّ يَأْتِى الْمَقَامَ (۱)، فيُصلَى عِندَه رَكعَتَينِ (۱)، أو حَيثُ ما تَيسرَمِن الْمَسجد.

من البيت شرع الطواف وراء الحطيم، فلو لم يطف بالحطيم بل دخل الفرجة التي بينه وبين البيت لا يجزئه، ويعيد الطواف كله، ولو أعاد الحجر وحده أجزأه، فإن قيل: إذا استقبل الحطيم في الصلاة ينبغي أن يجوز، وليس كذلك، قلنا: إن فرضية الاستقبال ثبت بنص الكتاب، فلا تتأدى بما ثبت بخبر الواحد احتياطًا، والاحتياط في الطواف أن يجعل وراء الحطيم، كذا في "شرح الكفاية". (المستخلص والعيني والفتح)

(۱) قوله: "ويرمل في الأشواط الثلاث الرمل -بفتحتين- سرعة المشى مع تقارب الخطى وهز الكتفين مع الاضطباع، وهو السنة، لما روى عن جابر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة أتى الحجر، فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، رواه مسلم والنسائي، وكان سببه وسبب الاضطباع إظهار الجلد للمشركين حين قالوا: أضعفتهم حُمّى يثرب وصعد أهل مكة على جبل، وقاموا ينظرون إلى أصحاب رسول الله على شام عليه السلام ثم اضطبع رداءه، ورمل حول البيت ثلاتًا، ورمل أصحاب ثم بقى الحكم بعد زوال العلة.

وعن هذا قال ابن عباس رضى الله عنه: إنه ليس بسنة، وبه قال بعض المشايخ، لكن العامة على أنه سنة، فإنه عليه السلام رمل في حجة الوداع تذكيرًا لنعمة الأمن بعد الخوف، وهو العلة الآن. (الجوهرة والفتح وغيره)

- (٢) على ذلك اتفق رواة نسك رسول الله ﷺ والرمل من الحجر إلى الحجر هو المنقول من رمل النبي ﷺ.
- (٣) قوله: "ويستلم الحجر" لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة، فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط باستلام الحجر، وإن لم يستطع استقبل وكبّر وهلّل ويستلم الركن اليماني، وهو مستحب في ظاهر الرواية، وعن محمد سنة، ولا يستلم غيرهما من الأركان، لأن النبي عليه السلام كان يستلم هذين الركنين، وهما اليماني وركن الحجر الأسود، ولا يسن تقبيل الركن اليماني، لأن النبي ﷺ استلمه، ولم يقبله، كذا في "الجوهرة".
- (٤) قوله: "ثم يأتى المقام" يعنى مقام إبراهيم وهو ما ظهر فيه أثر قدميه حين كان يقوم عليه حين نزوله
   وركوبه حين يأتى إلى زيارة هاجرة وولده إسماعيل، والمقام -بفتح الميم- موضع القيام، وبضمها موضع الإقامة.
   (الجوهرة والفاتح)
- (٥) قوله: "فيصلى عنده ركعتين... إلخ "وهما واجبتان عندنا، فإن تركهما ذكر في بعض المناسك أن عليه دما، وإن صلاهما في غير المسجد، أو في غير مكة جاز، لأنه روى أن عمر رضى الله عنه نسيهما وصلاهما بذى طوى، ذكره في الكرخي، وقد روى أن النبي ﷺ لما فرغ من الطواف صلى في المقام ركعتين، وتلا قوله تعالى: ﴿وَاتّخِذُوا مِن مّقَامِ إِبرَاهِيمَ مُصَلّى﴾ وقال عليه السلام: «من صلى خلف المقام ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وحشر يوم القيامة من الآمنين» كذا في "الشفاء"، والمسنون أن يقرأ في الركعة الأولى: ﴿قُلْ يَا إِبرَاهِيمَ مُصَلّى﴾ فصلى ركعتين، فقرأ فيهما فاتحة الكتاب، و ﴿قُلْ يَا أَيّهَا الكَافِرُونَ ﴾ و ﴿وَاللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ فصلى ركعتين، فقرأ فيهما فاتحة الكتاب، و ﴿قُلْ يَا أَيّهَا الكَافِرُونَ ﴾ و ﴿قُلْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ والسلام أن صلاته مُو الله عزوجل، والأمر للوجوب، فإذا فرغ يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين، ولا يصليهما إلا في وقت مباح، ولا تجزئ عنهما المكتوبة. (العبني و الجوهرة والفتح والطائي)

وهَذَا الطَوَافُ الطَّوَافُ طُوَافُ القُّدُومِ ('') وهُو سُنَةٌ لَيس بواجب ('') وليس عَلَى أهلِ مَكَة طَوَافُ الطُّدُومِ ('') ثُم يَخرُجُ إلَى الصَفَا (') فيصعَدُ (' عَلَيه ويَستَقبِلُ البَيتَ ('') ويُكبّرُ ويُملّل ('') ويُصلّى عَلَى النبِي بَيْ ( ويَدعُو اللهَ تَعَالَى لَا جَته (' ) ثُم يَنحَطّ نَحوَ الْمَروة ، ويَمشى عَلَى هينَته (' ) فإذَا بَلَغَ إلَى بَطنِ الوَادى (' ' ) سَعَى بَينَ الْميلَينِ الأخضرينَ سَعيا (' ' ) حَتّى يَأْتِي الْمَروة (' ' ) فيصعَدَ عَلَيها ويَفعَلَ ، كمَا فَعَلَ عَلَى الصَفَا (' ' ) وهذَا شُوطٌ (' ' ) فيطُوفُ سَبعَة أَشوَا ط ، يَبتَدئ أَبالصَفَا، ويَحتمُ بالْمَروة (' ' ) ثُمّ يُقيمُ بَكَةَ مُحرمًا، فيَطُوفُ فيَطُوفُ سَبعَة أَشوَا ط ، يَبتَدئ أَبالصَفَا، ويَحتمُ بالْمَروة (' ' ) ثُمّ يُقيمُ بَكَةَ مُحرمًا، فيَطُوفُ

<sup>(</sup>١) ويسمى طواف التحية وطواف اللقاء وطواف أول عهد بالبيت. (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "وهو سنة ليس بواجب" حتى لو تركه لم يكن عليه شيء، كذا في "الخجندي". (الجوهرة)

<sup>(</sup>٣) لانعدام القدوم منهم، وكذا من كان من أهل المواقيت ومن دونهما إلى مكة، لأنهم في حكم أهل مكة.

<sup>(</sup>٤) قوله: "ثم يخرج إلى الصفاء . . . إلخ" والأفضل أن يخرج من باب الصفا، وهو باب بنى مخزوم، وليس ذلك سنة عندنا، ولو خرج من غيره جاز، وسمى الصفا لأن آدم عليه السلام لما أتاه قال: أرحب يا صفى الله ، عبّر بثُمّ إيماء إلى اشتراط تقديم الطواف أو أكثره لصحة السعى . (الجوهرة والفتح)

<sup>(</sup>٥) أي يصعد حيث يرى البيت؛ لأن الاستقبال هو المقصود بالصعود. (ج)

<sup>(</sup>٦) قوله: "ويستقبل البيت" لما روى أن النبي على صعد على الصفاحتى إذا نظر إلى البيت قام مستقبلا للبيت. الحديث. (المستخلص)

<sup>(</sup>٧) قوله: "ويكبر . . . إلخ" التكبير والتهليل والصلاة على النبي على كل ذلك مذكور في حديث جابر رضى الله عنه الذي أخرجه مسلم . (العيني)

<sup>(</sup>٨) قوله: "ويدعو الله "لما روى أن النبي ﷺ صعد الصفاحتي إذا نظر إلى البيت قام مستقبل القبلة يدعوالله.

<sup>(</sup>٩) أي على السكينة والوقار هو المأثور.

<sup>(</sup>١٠) لما روى أن النبي ﷺ نزل من الصفا، وجعل يمشى نحو المروة، وسعى في بطن الوادى.

<sup>(</sup>١١) قوله: "الميلين الأخضرين [بحذاء دار العباس رضى الله عنه . (ع)]. . . إلخ "هما علامتان لموضع الهرولة، وهما شيئًان منحوتان من جدار المسجد، لا أنهما منفصلان عن الجدار، وسماهما أخضرين على طريق الأغلب، وإلا فأحدهما أخضر والآخر أحمر، ولم يكن اليوم بطن الوادى، لأنه قد كبسه السيول، فجعل هناك ميلان علامة لموضع الهرولة، لبعرف أنه بطن الوادى، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>١٢) قوله: "حتى يأتي المروة" -بإسكان الياء- لأنه لو نصب لأفهم أن السعى إلى أن ينتهي المروة، وليس هو كذلك. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١٣) يعني من التكبير والتهليل والصلاة على النبي ﷺ والدعاء. (ج)

<sup>(</sup>١٤) وهو الصحيح. (ج)

<sup>(</sup>١٥) قوله. ويبتدئ بالصفا ويختم بالمروة "احترازًا عن قول الطحاوي: فإنه قال: يبتدئ بالصفا ويختم

بالبَيتَ كُلّمَابَدَالَه (۱)، وإذَا كَانَ قَبلَ يَومِ التَروِية (۲) بِيَومٍ (۳) خَطَبَ الإِمَامُ خُطبَة (۱) يُعَلّمُ النَّاسَ فِيهَا الخُرُوجَ إِلَى مِنى (۵)، والصَلاةَ بِعَرَفَات (۲)، والوُقُوف، والإفَاضَة، فإذَا صَلّى الفَجْرَيُومَ عَرَفَة، ثُمّ الفَجْرَيُومَ عَرَفَة، ثُمّ الفَجْرَيُومَ عَرَفَة، ثُمّ

- (٣) وهو اليوم السابع من ذي الحجة .
- (٤) قوله: "خطب الإمام خطبة [بعد صلاة الظهر. (ج)]. . . إلخ" أى بعد الزوال والصلاة خطبة واحدة ، ولو خطب قبل الزوال جاز ، وكره ، فيدا فيها بالتكبير ثم التلبية ثم التحميد ، فيعلم الناس فيها أحكام الحج ، وفى الحج ثلاث خطب: أولها هذه يوم السابع من ذى الحجة ، والثائية بعرفات يوم عرفة التاسع من ذى الحجة ، والثالثة بعنى فى اليوم الحادى عشر ، فيفصل بين كل خطبتين بيوم ، وهذه الخطبة ، والثالثة خطبة واحدة لا يجلس فى وسطهما ، وخطبة يوم عرفة خطبتان يجلس بينهما ، ووقت الأولى والثالثة بعد ما صلى الظهر بعد الزوال ، ووقت خطبة عرفة بعد الزوال قبل أن يصلى الظهر . وقال زفر : يخطب فى ثلاثة أيام متوالية أولها يوم التروية وآخرها يوم النحر ، لأنها أيام الموسم ، ومجتمع الناس ، ولنا أنه عليه الصلاة والسلام خطب فى اليوم السابع ، وكذا أبو بكر رضى الله عنه ، ولأن المقصود منها التعليم ، ويوم التروية ويوم النحر اشتغال بأفعال الحج ، فكان ما ذكرنا أنفع وأشد تأثيرًا فى القلوب . (العينى والمسكين والفتح)
- (٥) قوله: "إلى منى" وسمى به لما بمنى فيه من الدماء أى تراق، وهى قرية فيها ثلاث سكك بينها وبين مكة فرسخ، وهى من الحرم، كذا في "الجوهرة"، وقال بعضهم: إنما سمى منى لأن جبرئيل عليه السلام حين أراد أن يفارق آدم عليه السلام قال: ما تتمنى، قال: أتمنى الجنة، فسميت منى لأمنية آدم عليه السلام الجنة بها. (الفتح والمستخلص)
- (٦) قوله: "بعرفات" وإنما جمع عرفات على جهة التعظيم، وبين مكة وعرفات ثلاثة فراسخ، وقيل :
   أربعة، وهي من الحل، وقد مر وجه التسمية بها عن قريب. (الجوهرة)

بالصفا، فيكون على قوله: أربع عشرة مرة، وهو غير صحيح. (الجوهرة)

<sup>(</sup>۱) قوله: "فيطوف بالبيت كلما بداله" لأنه يشبه الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: «الطواف بالبيت صلاة والصلاة خير موضوع» فكذا الطواف إلا أنه لا يسعى عقب هذه الأطوفة، لأن السعى لا يجب إلا مرة، والتنفل به غير مشروع، وإنما قال يطوف بالبيت كلما بداله لينبه بهذا على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة، ولأهل مكة الصلاة أفضل منه، لأن الغرباء يفوتهم الطواف إذا رجعوا إلى بلادهم، ولا تفوتهم الصلاة، وأهل مكة لا يفوتهم الأمران، وعند اجتماعهما فالصلاة أفضل. (الجوهرة)

<sup>(</sup>۲) قوله: "يوم التروية [هو يوم الثامن]" إنما سمى بيوم التروية لأن الحاج يروون فيه بالماء من العطش بمنى، وفي المغرب: رويت في الأمر فكرت فيه فنظرت، ومنه يوم التروية، لأنه روى أن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التروية كأن قائلا يقول: إن الله يأمرك أن تذبح ابنك هذا، فلما أصبح روى، أى فكر في ذلك من الصباح إلى الرواح، أمن الله أم من الشيطان؟ فمن ثم سمى يوم التروية، فلما أمسى في الليلة الثانية رأى مثل ذلك، فعرف أنه من الله سبحانه وتعالى، فمن ثم سمى يوم عرفة، ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره، فسمى اليوم يوم النحر. (العيني والمسكين والفتح)

<sup>(</sup>٧) قوله: "خرج إلى مني" والسنة أن يكون خروجه بعد طلوع الشمس لرواية جابر رضي الله عنه أنه عليه

يَتَوَجَّهُ إلى عَرَفَات (١) ، فيُقِيمُ بِهَا (١) ، فإذَا زَالَت الشَمسُ مِن يَومِ عَرَفَةَ ، صَلّى الإمَامُ بالنَاسِ الظُهْرَ والعَصْرَ ، في بَتَد ئُ بالخُطبَة أوّلا ، في خطُّبُ خُطبَتَ بن قَبلَ الصَلاة يُعَلّمُ النَاسَ فِيهِ مَا الظُهْرَ والعَصْرَ ، في بعَرَفَة والمُزدَ لفَة (١) ، ورَمى الجِمارِ والنَحرَ والحَلقَ وطُوافَ الزيارة ، ويُصلّى بهم الظُهْرَ والعَصْرَ في وَقْتِ الظُهْرِ (١) بأذَانِ وإقَامَتَ بن (٥) ، ومَن صَلّى الظُهْرَ (١) في

الصلاة والسلام توجه قبل صلاة الظهريوم التروية إلى منى، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم راح إلى عرفات، رواه مسلم، ولو بات بمكة ليلة عرفة وصلى بها الفجر، ثم غدا إلى عرفات ومر بمنى أجزأه، ويكون مسيئًا. (الجوهرة وغيرها)

- (١) قوله: "ثم يتوجّه إلى عرفات" والمستحب أن يكون توجهه بعد طلوع الشمس؛ لحديث جابر رضى الله عنه أن النبي على صلى الصبح بمنى، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ثم سار إلى عرفات، فبان لك من هذا أن السنة الذهاب بعد طلوع الشمس، وعبارة المصنف لا تأبى عن ذلك. (الجوهرة وفتح المعين)
- (٢) قوله: "فيقيم بها" حيث أحب إلا بطن عرنة" ويكره أن ينزل في موضع وحده، أو على الطريق، ويستحب للإمام أن ينزل بنمرة، لأن نزوله عليه الصلاة والسلام بها مما لا نزاع فيه، والنمرة المسجد المعروف بمسجد إبراهيم عليه السلام لا إبراهيم الأمير المضاف إليه باب إبراهيم، أحد أبواب الحرم. (الجوهرة والفتح)
- (٣) قوله: "المزدلفة" هي من الازدلاف، قال الهروى: سميت بها لاجتماع الناس بها، كذا في "العيني"، وقيل: سميت بها لأن آدم وحواء عليهما السلام لما أخرجا من الجنة وتفرقا، اجتمعا على الأرض في هذه البقعة المباركة -والله أعلم بالصواب- وهكذا قيل في وجه تسمية عرفة، لأن آدم وحواء عليهما السلام عرف كل واحد الآخر. (محمد سليمان عفي الله عنه المنان)
- (٤) قوله: "في وقت الظهر بأذان وإقامتين" أما الجمع بين الظهر والعصر فبالأخبار المتواترة، وهذا الجمع جمع حقيقي لا صورى، وأما بأذان وإقامتين: فلما روى جابر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلاهما بأذان وإقامتين، وقال مالك: يصلى بأذانين كالإقامتين، والحديث حجة عليه، والقياس على الإقامتين غير صحيح، لأن العصر في غير وقتها المعتادة، فأقيم لها للإعلام. (العيني والمستخلص وغيرهما)
- (٥) قوله: "وإقامتين ولا يتطوع بينهما" ولو بسنة الظهر في الصحيح، ولا بعد أداء العصر في وقت الظهر . (الطاتي)
- (٦) قوله: "ومن صلى الظهر في رحله وحده... إلخ" أى إنما يجوز الجمع بين الصلاتين بشرط الإمام الأعظم، أو نائبه مقيمًا كان أو مسافرًا، فلا يجوز الجمع مع إمام غيرهما، وبشرط الإحرام ولو بعد الزوال على الأصح، لكن قبل الصلاة، وقيل: لا بد منه قبل الزوال، وكيفية الجمع أنه إذا زالت الشمس يؤذن المؤذن لهما بين يدى المنبر، فإذا فرغ من الأذان، يقوم الإمام خطب خطبتين قائمًا، ويجلس بينهما جلسة خفيفة، كما في الجمعة، فإذا فرغ من الخطبة يقيم المؤذن ويصلى الإمام بهم الظهر ثم يقيم العصر، ولا يؤذن، فيصلى الإمام بهم العصر في وقت الظهر، ولا يتطوع بين الصلاتين، والحاصل أن للجمع بين الصلاتين شرطين عند أبي حنيفة الأول الإمام الأكبر والثاني الإحرام بالحج وعنده ما إحرام الحج لا غير حتى لو صلى الظهر وحده، صلى العصر في وقته عنده، ولا يصلى مع الإمام، لأن الإمام عنده شرط في الصلاتين جميعًا، وقالا: يجمع بينهما المنفرد، لأن جواز الجمع للحاجة إلى امتداد الوقوف والمنفرد يحتاج إليه. قلنا: المحافظة على الوقت فرض بالنص، فلا يجوز تركه

رَحله وَحدَهُ، صَلَّى كُلِّ وَاحدَة منهُمَا في وَقتهَا عندَ أبي حَنيفَة رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ: يَجمَعُ بَينَهُ ما الْمُنفَرِدُ، ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَوقَفِ''، فيَقِفُ بقُرب الجَبَل'')، وعَرَفَاتٌ كُلِّهَا مَوقَفْ''' إلا بَطنُ عُرِنَةَ '').

ويَسْبَغِى للإَمَامِ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَتِه (''، ويَدَعُو (' ويُعَلِّمُ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ. ويُستَحَبَّ أَنْ يَغْتَسِلَ (<sup>(۷)</sup> قَبِلَ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، ويَجَتَهِدَ في الدُّعَاءِ (<sup>(۱)</sup>، فإذَا غَرَبَت الشَمسُ أَفَاضَ الإِمَامُ (<sup>(۱)</sup> والنَّاسُ مَعَه عَلَى هيئتهم حَتَّى يَأْتُوا الْمُزدَلِفَةَ (<sup>(۱)</sup>) فيَنزلُونَ بها، والْمُستَحَبَّ

إلا فيما وردالنص به، ولا نسلم أن جواز التقديم لحاجة امتداد الوقوف بل لصيانة الجماعة، لأنه يعسر عليهم الاجتماع بعد ما تفرقوا في المواقف. (الفتح والجوهرة ومسكين)

- (١) قوله: أَتُم يتوجه إلى الموقف أيعني الإمام والقوم معه عقيب انصرافه من الصلاة لأن النبي على راح إلى الموقف عقيب الصلاة. (الجوهرة وغيره)
  - (٢) هو الذي يسمى جبل الرحمة بوسط عرفات، ويقال له: جبل الدعاء.
- (٣) قوله: "وعرفات كلها موقف إلا . . . إلخ "لقوله عليه السلام عرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ، والمزدلفة كلها منحر ، رواه البخاري ، وعرنة غير منصرف للتأنيث والعلمية ، وهو وإد بأسفل عرفة وقف فيه الشيطان . (الجوهرة وغيرها)
  - (٤) وهو واد بحذاء عرفات عن يسار الموقف. (ط)
- (٥) قوله: "أن يقف بعرفة. . . إلخ " لأن النبي ﷺ وقف على راحلته، ولأنه يدعو ويدعو الناس بدعاءه، فإذا كان على راحلته كان أبلغ في مشاهدتهم له، ولو وقف على قدميه جاز، إلا أن الأول أفضل، والوقوف قاندً أفضل من الوقوف قاعدًا. (الجوهرة مع الزيادة)
- (٦) قوله: "ويدعو . . . إلخ" ويرفع يديه نحو السماء، لأن النبي عليه السلام كان يدعو يوم عرفة ماداً يديه كالمستطعم المسكين، فيقفون إلى الغروب يكبرون ويهللون ويدعون ويتضرعون، ويصلون على النبي بَيِّيْنَ، ويسألون الله حاجتهم، فإنه وقت مرجوً فيه الإجابة . (الجوهرة)
  - (٧) وقال في الهداية . هذا الغسل سنة .
- (٨) قوله: ويحتهد [لأنه عليه السلام اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لأمته، فاستجيب له إلا في الدماء والمظالم] في الدعاء . . . إلخ والسنة أن يخفى صوته بالدعاء، قال الله تعالى : ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُم تَضَرَّعًا وحُفَيةً ﴾ ولو التسس على الناس هلال ذي الححة فوقفوا على ظن أنه يوه عرفة، فتبين أنه يوه التروية لم يجز لهم، لأنه بمكنهم الموقوف يوم عرفة، ولانه أدى العبادة قبل وقتها، فلم يجر كمن صلى قبل الوقت، وإن تبين أنه يوم النحر أجزأهم، وحجهم تام لقوله عليه الصلاة والسلام: «حجكم يوم تحجون». (الجوهرة)
- (٩) قوله: "أفاض الإمام. . إلخ" لأن النبي ﷺ دفع بعد غروب الشمس، ولأن فيه إظهار مخالفة المشركين قوله: على هينته، فإن دفع أحد قبل الغروب إن جاوز حد عرفة بعد الغروب، فلا شيء عليه، وإن جاوزها قبله فعليه دم، ويسقط عنه ذلك الدم إذا عاد إلى عرفة

أَن يَنزِلُوا (١) بِقُرِبِ الْجَبَلِ الذي عَلَيهِ الْمِيقَدَةُ (٢) ، يُقَالُ لَه: قُزَحُ (٣) ، ويُصلّى الإمَامُ بالنَاسِ الْمَغرِبَ والعشَاءَ في وَقت العشَاء (١) بأذَان وإقَامَة (٥) .

## ومَن صَلَّى الْمَغرِبَ في الطَرِيقِ (أَ)، لَم يَجُزُ عِندَ أَبِي حَنِيَفَة ومُحَمَّد ِ رَحِمَهُمَا اللهُ

قبل الغروب، ثم دفع عنها بعد الغروب مع الإمام، خلافًا لزفر أنه لا يسقط عنده. (الجوهرة مع الزيادة)

- (١٠) قوله: "المزدلفة هو المشعر الحرام" وسميت المزدلفة، لأن آدم عليه السلام اجتمع مع حواء فيه، وازدلف إليها، أي دنا منها، كذا في "الجوهرة".
- (١) قوله: "ينزلوا بقرب الجبل . . إلخ" لأنه هو الموقف، لما روى أنه عليه السلام وقف عند هذا الجبل، وكذا عمر، ويتحرز في النزول عن الطريق كيلا يضره بالمرّة، فينزل عن يمينه أو يساره، ويكثر من الاستغمار في المؤدلفة، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضِتُم من عَرَفَاتِ فَاذَكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴿ إلى أن قال : ﴿ وَاسْتَغَفْرُوا اللهَ إِنْ اللهُ عَنْدُ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴿ وَاسْتَغَفْرُوا اللهُ إِنْ اللهُ عَنْدُ الْمَشْعَرِ اللهُ عَنْدُ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ ويستحب أن يقف وراء الإمام . (الجوهرة وغيرها)
  - (٢) بكسر الميم، موضع كان أهل الجاهلية توقدون عليه النار، كذا في "البناية".
- (٣) قوله: "يقال له: قزح" سمى بذلك لارتفاعه، وهو لا ينصرف للعلمية والعدل من قزح إذا ارتفع، وقال الجوهرى: قزح اسم جبل بالمزدلفة، وقال الزمخشرى: المشعر الحرام قزح، وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام، وعليه الميقدة. (الجوهرة وغيرها)
  - (٤) ولا يتطوع بينهما، لأنه يخل بالجمع، فإن تطوع أو تشاغل بأمر، أعاد الإقامة، كذا في "الجوهرة".
- (٥) قوله: "بأذان وإقامة... إلخ" وقال زفر: بأذان وإقامتين، واختاره الطحاوى، لحديث جابر رضى الله عنه أنه عليه السلام صلاهما بأذان وإقامتين، رواه مسلم، وبه قالت الثلاثة، وعنهم بأذانين أيضًا، ولنا حديث ابن عمر رضى الله عنهما أنه عليه السلام أذن للمغرب بجمع ، فأقام ثم صلى العشاء بالإقامة الأولى، قال ابن حزم: رواه مسلم، ويرجح هذا بأن العشاء في وقته والقوم حضور، فلا يحتاج إلى الإعلام، بخلاف عرفة، فإن العصر فيها في غير وقته، فلا بدله من الإعلام. هذا ما قاله العلامة العيني.

أقول: وروى عن جابر أن النبي ﷺ جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة، كذا في "الهداية"، فوقع التعارض بين روايتيه، فبقي رواية ابن عمر سالمًا لازمًا للعمل -فافهم-.

واعلم أنه لا يشترط الجماعة بهذا الجمع عند أبي حنيفة، لأن المغرب مؤخرة عن وقتها، بخلاف الجمع معرِفة، لأن العصر مقدم على وقته، كذا في "الجوهرة".

(٦) قوله: "ومن صلى المغرب في الطريق" أي طريق المزدلفة لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد، وكذا لو صلاها في عرفات، وقال أبويوسف: تجوز؛ لأنه صلاها في وقتها، وبه قال الشافعي، ولهما حديث أسامة رضى الله عنه: "أن رسول الله يَحَدُّ دفع من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال وتوضأ ولم يسبغ الوضوء، قلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل وتوضأ فأسبغ الوضوء"، الحديث رواه البخاري ومسلم. ومعنى: الصلاة أمامك، أي وقتها أمامك، أي نفسها لا توجد قبل إيجادها، وعند إيجادها لا تكون أمامه، وقيل معناه: المصلى أمامك، أي مكان الصلاة، والحاصل إن كان المراد به الوقت يظهر أن وقت المغرب في حق الحاج لا يدخل بغروب الشمس، وأداء الصلاة قبل الوقت لا يجوز، وإن كان المراد به المكان، يظهر اختصاص هذه الصلاة بالمكان، وهو المزدلفة، فلا يجوز في غيرها إلا أن خبر الواحد يوجب العمل لا العلم، فأس بالإعادة ما بقي الوقت، ليصير جامعا بين الصلاتين بالمزدلفة. (العيني والمستخلص والفتح)

تَعَالَى (()، فإذَا طَلَعَ الفَجرُ (٢)، صَلَى الإَمَامُ بالنَاسِ الفَجرَ بِغَلَسِ، ثُمَّ وَقَفَ الإَمَامُ (٢)، ووَقَفَ النَاسُ مَعَه النَاسُ مَعَه فَدَ عَا (٤)، والمُرْ دَلِفَةُ كُلّهَا مَوقَفٌ إلا بَطنُ مُحَسّرِ (٥)، ثُمَّ أَفَاضَ الإَمَامُ والنَاسُ مَعَه قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ (٢)، حَتّى يَأْتُوا مِنى، فيَبتَدئ بُعِجمرَةِ العَقَبَةِ (٧)، فيَرمِيهَا من بَطنِ الوَادِي (٨)

(١) قوله: "لم يجز عند أبي حنيفة . . . إلخ" وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر ، وقال أبويوسف : يجزئه وقد أساء ، ولو خشى أن يطلع الفجر قبل أن يصل إلى مزدلفة ، صلى المغرب ، لأنه إذا طلع الفجر فات وقت الجمع ، فكان عليه أن يقدم الصلاة قبل الفوات .

وقوله: لم يجز عند أبى حنيفة . . . الخ " يعنى أنها موقوفة ، فإن أعادها بالمزدلفة قبل طلوع الفجر ، كانت المعادة هي الفرض ، وانقلبت المغرب الأولى نافلة ، وإن لم يعدها حتى طلع الفجر ، انقلبت إلى الجواز ، فإن صلى المغرب والعشاء وحده أجزأه ، والسنة أن يصليهما مع الإمام . (الجوهرة)

(٢) قوله: "فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس" لما روينا من حديث ابن مسعود رضى الله عنه: "أنه عليه السلام صلاها يومئذ بغلس" متفق عليه، ولأن في التغليس دفع حاجة الوقوف، فيجوز كتقديم العصر بعرفة، بل أولى، لأنه في وقته، والغلس بالغين المعجمة واللام المفتوحتين، ظلمة آخر الليل، والمراد طلوع الفجر الثاني من غير تأخير قبل زوال الظلمة وانتشار الضياء. (الجوهرة وغيرها)

(٣) قوله: "ثم وقف الإمام [هذا الوقوف واجب، وليس بركن عندنا، حتى لو تركه بغير عذر، لزمه الدم. (ج)] " ووقف الناس معه، والوقوف بها واجب، حتى لو ترك بلا عذر يجب الدم، وعند الشافعي رحمه الله ركن، لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضتُم مَن عَرَفَات فَاذكُرُ وا الله عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ ولحديث عروة أنه عليه السلام قال: "من وقف معنه هذا الموقف، وقد كان أفاض من عرفات قبل ذلك، فقد تم حجه». علق به تمام الحج وهو آية الركنية. ولنا أن سودة استأذنت النبي عَن أن تفيض بليل، فأذن لها، متفق عليه.

ولو كان ركنا لما جاز تركه كالوقوف بعرفة. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: أنا ممن قدم النبي على الله المؤدلة المؤدلة في ضعفة أهله، والمذكور في الآية الذكر، وهو ليس بواجب بالإجماع، وتعليق إتمام الحج به يصلح إمارة للوجوب غير أنه إذا ترك لعذر الضعف لا شيء عليه لما روينا. (العيني والمستخلص)

- (٤) لأن النبي عليه السلام وقف في هذا الموضع يدعو، كذا في "الهداية".
- (٥) قوله: "إلا بطن محسر [هو وادبأسفل مزدلفة عن يسارها موقف فيه إبليس متحسراً. (الجوهرة)]" لقوله عليه الصلاة والسلام: المزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، وهو بضم الميم وفتح المهملة وكسر السين المشددة، اسم وإد سمى بها، لأن فيل أصحاب الفيل حسر هناك، فإذا بلغ وادى محسر أسرع بالسير أو المشى قدر رمية حجر اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام. (الفتح)
- (٦) قوله: "ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس" الإفاضة مع الإمام سنة، ولو أفاض قبله
   لايلزمه شيء، بخلاف الإفاضة من عرفة، كذا في "الوجيز". (الجوهرة)
- (٧) قوله: "فيبتدأ بجمرة العقبة [وهى التي عند الشجرة من ناحية مكة]" لأن النبي على الله التي منى لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة، وقوله: مثل حصى الخذف، قال عليه السلام: «عليكم بحصى الخذف لايؤذى بعضكم بعضا». وكيفية الرمى أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى، ويستعين بالمسبحة، ومقدار الرمى أن يكون بينه وبين الرامى خمسة أذرع، كذا في "العيني شرح الكنز". ويستحب أن يغسل الحصى، كذا في

بسَبِع حَصَيَات مثلُ حَصَاة الخَذْف (۱)، ويُكَبَّرُمَعَ كُلِّ حَصَاة (۱)، ولا يَقِفُ عِندَهَا (۱)، ويَقطَعُ التَلبِيَةَ مَعَ أُوّلِ حَصَاةٍ (۱)، ثُمَّ يَذبَحُ إِنَ أَحَب (۵)، ثُمَّ يَحلِقُ أُو يُقَصَّرُ، والحَلْقُ أَفضَل (۲)، وقَد حَلّ

"المستصفى". ويستحب أن يأخد حصى الجمار من المزدلفة أو من الطريق، ولا يرمى بحصاة أخذها من عند الجمرة، لما روى في الحديث أن ما قبل من الحصا يرفع، ولأنها حصاة من لم يقبل حجه، فيتشاءم به، ولو رمى بها جاز، وقد أساء. ووقت الرمى في هذا اليوم بعد طلوع الشمس، ويمتد إلى الغروب عند أبى حنيفة، وقال أبو يوسف: إلى الزوال، وما بعده قضاء، وإن أخره إلى الليل في هذا اليوم رمى، ولا شيء عليه، وإن أخره إلى الغد رمى وعليه دم، ولو رمى جمرة العقبة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس يوم النحر جاز عندنا، والأفضل بعد طلوع الشمس، كذا في "الجوهرة".

- (٨) وهو الأفضل، ولو رماها من فوق العقبة جاز.
- (۱) قوله: "بسبع حصيات مثل حصاة الخذف [در هندى بمعنى كنكرى]" لما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى من أنزلت عليه سورة البقرة، والتقييد بسبع نفى للأقل، حتى لو زاد لم يضره، وإن كان خلاف السنة، ويجوز الرمى بكل ما كان من جنس الأرض، كالحجر والمدر والطين والمغرة والنورة، بخلاف الخشب والعنبر واللؤلؤ، ولو رمى سبع حصيات جملة، فهى عن واحدة، لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال. (فتح المعين)
- (۲) قوله: "ويكبر مع كل حصاة" ولو سبح مكان التكبير أجزأه لحصول الـذكر، ويروى عن سالم ابن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من بطن الوادى، يكبر مع كل حصاة الله أكبر اللهم اجعله حجّا مبروراً وذنبًا مغفوراً وعملا مشكوراً، وقال: حدثنى أبى أن النبى على كان يرمى جمرة العقبة من هذا المكان، ويقول: كلما رمى بحصاة مثل ما قلت. (الجوهرة النيرة)
- (٣) قوله: "ولا يقف عندها [لأن النبي عليه السلام لم يقف عندها]" والأصل أن كل رمى بعده رسى، فإنه يقف عنده، ولا يرمى من الجماريوم النحر إلا جمرة العقبة لا غير. (الجوهرة)
- (3) قوله: "ويقطع التلبية مع أول حصاة" اختلف العلماء في أنه هل يقطع التلبية مع رمى أول حصاة أو عند تمام الرمى، فذهب إلى الأول الجمهور، وإلى الثانى أحمد وبعض أصحاب الشافعى، ووقت الرمى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويستحب بعده إلى الزول، ويباح بعد الزوال إلى الغروب، وقال الشافعى: يجوز الرمى بعد النصف الأخير من الليل، ولنا ما رواه ابن عباس رضى الله عنه عن النبي على أى ابنى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه أبو داود، وصححه الترمذي، «ورمى رسول الله على ضحى» متفق عليه. (العيني والفتح)
- (٥) قوله: "ثم يذبح إن أحب [لقوله ﷺ: "إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق"، كذا في "الصحاح"]" هذا الذبح مستحب للمفرد، وواجب على القارن والمتمتع، كذا في الطائي، قوله: ثم يذبح أي بعد الفراغ من الرمي، لحديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما رمي جمرة العقبة انصرف إلى المنحر، فنحر بيده ثلاثًا وستين، فأمر عليّا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، وكان ما غبر سبعًا وثلاثين بدنة تمام المائة، والحكمة في نحره عليه الصلاة والسلام ثلاثًا وستين بدنة أنه كان له يومئذ ثلاث وستون سنة، فنحر لكل سنة بدنة. (الفتح)
- (٦) قوله: "ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل" والحلق أحب في الرجال، والتقصير في حق النساء، لا

# لَه كُلِّ شَى ْءِ إِلاَ النِسَاءُ (١) ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ من يَومه ذَلِكَ (٢) ، أو من الغَد (٣) ، أو من بَعد الغَد (١) في طُوفُ بِالبَيتِ طَوَافَ الزِيارَةِ (٥) سَبعَةَ أَشوَاط (١) ، فإن كَانَ سَعَى بَينَ الصَفَا والْمَروَة عَقيبَ

غير، وكون الحلق أحب في حقهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «اللّهم اغفر للمحلقين»، قالوا: يا رسول الله والمقصرين، قال: والمقصرين» متفق عليه، لأن النبي على دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة، ولأن ذكر المحلقين في القرآن قبل المقصرين، ولأن الحلق أكمل كما في قضاء التفث، وفي التقصير بعض تقصير، فأشبه الاغتسال مع الوضوء. ويكفى في الحلق ربع الرأس اعتباراً بالمسح، وحلق الكل أفضل، اقتداء به عليه الصلاة والسلام، وفي الحلق أن يبدأ بجانبه الأيمن؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، رواه مسلم، وفي هذا الحديث ثبوت التبرك. والتقصير أن يأخذ من أصول شعره مقدار الأنملة، فإن كان برأسه قروح أو علمة لا يستطيع أن يمر الموسى، ولا يصل إلى تقصيره، فقد حل بمنزلة من حلق، ولا شيء عليه، ولو لم يكن على رأسه شعر أمر الموسى على رأسه، وهل هو مستحب، أو واجب، قال بعضهم: مستحب، وقال بعضهم: والجب، وفي بعض شروح "الكنز" واجب. (الفتح والعيبي والجوهرة)

(۱) قوله: "وقد حل له كل شيء إلا النساء" أي غير الجماع، ودواعيه كالمس والقبلة، وقال مالك: لا يحل له الطيب أيضًا؛ لأنه من دواعي الجماع، ولنا ما روت عائشة رضى الله عنها، قالت: قال رسول الله على: "إذا رميتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وحل لكم الثياب والطيب»، رواه الدارقطني، وخبر الواحد يترك به القياس، ثم الرمي ليس بسبب للتحليل عندنا، وقال الشافعي: هو سبب التحليل أيضًا، لأنه يتوقت بيوم النحر كالحلق، فيكون بمنزلته في التحليل، ولنا أن ما يكون محلّلا يكون جناية في غير أوانه كالحلق والرمي ليس كذلك. (العيني والمستخلص والطائي)

(٢) قوله: "ثم يأتى مكة من يومه ذلك [يوم النحر]. . . إلخ" وهذه الأيام الثلاث أى من عاشر ذى الحجة إلى ثانى عشر منه أيام النحر، وهى وقت طواف الزيارة؛ لأن الله تعالى عطف الطواف على الذبح والأكل منه، فقال: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ ﴾ ثم قال: ﴿ وَلَيَطُو فُوا بِالبَيتِ العَتِيقِ ﴾ والعطف يقتضى المشاركة فى الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، إذا كان بحرف الواو، والذبح موقت بأيام النحر، فكذا الطواف، فكان وقتهما واحدًا، وأولها أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها» الحديث.

وأول وقت الطواف بعد طلوع الفجر من يوم النحر؛ لأن ما قبله من الليل وقت للوقوف بعرفة، والطواف مرتب عليه. (العيني والمستخلص والجوهرة النيرة)

- (٣) اليوم الحادي عشر.
- (٤) وهو اليوم الثاني عشر.
- (٥) وهذا هو الطواف المفروض، وتسمى طواف الإفاضة، وطواف يوم النحر وطواف الركن.

(٦) قوله: "سبعة أشواط" والركن مها أربع والباقى راجب، ويجب على الطائف أن يكون ساتراً لعورة طاهراً من الحدث والنجس، لقوله عليه السلام والصلاة: «الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه من الكلام»، فإن أخل بالطهارة كان طوافه جائزاً عندنا، وقال الشافعى: لا يعتد بطوافه، وتكلم أصحابنا المتأخرون في أن الطهارة هل هي واجبة أو سنة، فقال ابن شجاع: سنة، وقال أبو بكر الرازى: واجبة، والدليل على أنها ليست بشرط في الطواف أن الطواف ركن من أركان الحج، فلم تكن الطهارة من شرطه كالوقوف، وإن طاف وفي ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم، كره له ذلك، ولا شيء عليه وإن طاف، وقد انكشف من عورته قدر ما لا تجوز معه الصلاة،

طَوَافِ القُدُّومِ لَم يَرمُلُ (() في هَذَا الطَوَافِ (() ولا سَعى عَلَيه (() وإن لَم يَكُنْ قَدَّمَ السَعى، رَمَلَ في هَذَا الطَوَافِ (عَلَى مَا قَدَّمنَاه، وقَد حَلَّ لَه النِسَاءُ (() وهَذَا الطَوَافُ هُوَ الْمَفرُوضُ (() في الْحَجّ، ويُكرَهُ تَأْخِيرُهُ عَن هَذِهِ الأيّامِ (() فإن أخرَه عَنهَا لَزِمَه دَمُ (() عندَ أبى هُوَ الْمَفرُوضُ (() في الْحَجّ، ويُكرَهُ تَأْخِيرُهُ عَن هَذِهِ الأيّامِ (() فإن أخرَه عَنهَا لَزِمَه دَمُ (() عندَ أبى حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وقَالا: لا شَيءَ عَلَيه، ثُمّ يَعُودُ إلى منى (() فيقيم بها، فإذَا زَالَت الشَمسُ مِن اليّومِ الثَانِي مِن أيّامِ النَحْرِ ((()) رَمَى الجِمَارَ الثَلاثَ ((()) يَبتَدئُ بِالتِي تَلِي الشَمَّ منه، لأنه تلويثَ أَو الطواف، وعليه دم، والفرق أن النجاسة لم ينع منها لمعنى يختص بالطواف، وإنما منع منه، لأنه تلويث

أجزأه الطواف، وعليه دم، والفرق أن النجاسة لم يمنع منها لمعنى يختص بالطواف، وإنما منع منه، لأنه تلويث للمسجد، ولا كذلك الكشف لأنه ممنوع منه لمعنى يختص بالطواف بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان» وإذا اختص المنهى عنه بالطواف أوجب نقصانه فكأنه عليه جيرانه. (الجوهرة)

- (١) لأن الرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعى. (الجوهرة النيرة)
  - (٢) أي طواف الزيارة.
- (٣) لأن السعى لم يشرع إلا مرة واحدة، فإذا فعله، لم يفعله ثانيًا، وإذا فعله، لم يفعله ثانيًا، كما بينه الشيخ بقوله: ويسعى بعده. . . إلخ.
  - (٤) قوله: "رمل . . . إلخ" لأن الرمل ما شرع إلا مرة في طواف بعده سعى . (الجوهرة)
- (٥) قوله: "وقد حل له النساء" لإجماع الأمة على ذلك، ولأن المنع كان للحج، وقدتم وحل النساء إنما هو بالحلق السابق، لا بالطواف، لأن المحلل هو الحلق دون الطواف غير أنه أخر عمله إلى ما بعد الطواف، فإذا حصل الطواف عمل الحلق عمله، كالطلاق الرجعي أخر عمله إلى انقضاء العدة لحاجته إلى الاسترداد، فإذا انقضت عمل الطلاق عمله، فبانت منه، كذا في "العيني"، والطواف ركن من أركان الحج والتحليل عن العبادات لا يكون بركن بل بما هو محظور في تلك العبادة. (المستخلص)
- (٦) قوله: "المفروض" إذ هو المأمور به في قوله تعالى: ﴿وَلَيَطُوّ فُوا بِالبَيتِ الْعَتِيقِ ﴾ والركن في هذا الطواف أربعة أشواط، وما زاد عليها واجب لتتمة الركن هو الصحيح، لأن الشوط الواحد مفروض بالكتاب، والأشواط الباقية احتمل أن النبي عليه السلام فعلها بيانًا للكتاب، واحتمل أنه فعلها ابتداء، فجعلناه في النصف بيانًا للكتاب، وجعلنا النصف واجبًا عملا بالاحتمالين، كذا في "الوجيز". (الجوهرة)
  - (٧) أي أيامالنحر؛ لأنه موقت بها.
- (٨) قوله: "لزمه دم [الترك الواجب]" قال في "الينابيع": إلا أن تكون امرأة حائضا أو نفساء، فتؤخر الطواف حتى تمضى أيام النحر، ثم تطوف بعد ذلك لا يجب عليها شيء. (الجوهرة)
- (٩) قوله: "ثم يعود إلى منى [لأنه بقى عليه الرمى، وموضعه منى]" يعنى إذا فرغ من طواف الزيارة يرجع من ساعته إلى منى، ويبيت بها، فإن بات بمكة فقد أساء ولا شىء عليه. (الجوهرة)
- (۱۰) قوله: "فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر... إلخ " لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: أفاض النبي على من يومه حتى صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها أيام التشريق يرمى الجمار، فإذا زالت الشمس يرمى كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثائة ولا يقف عندها، رواه أبو داود، وقال جابر رضى الله عنه: رأيت رسول الله على على

راحلته يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال، رواه مسلم. (تبيين الحقائق للزيلعي)

- (١١) ولو رماهن قبل الزوال لا يجوز . (ج)
  - (١) يعني المسجد الخيف.
  - (٢) ماشيًا هو المستحب.
  - (٣) وذلك بعد أن يصلى الظهر .
- (3) قوله: "ثم يقف عندها فيدعو الخ" أى يقف عند الجمرتين الأوليين فيحمد الله تعالى ويثنى عليه ويهلل ويكبر ويصلى على النبى على ويدعو الحاجة، ويرفع يديه في الدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترفع الأيدى إلا في سبع مواطن وذكر من جملتها عند الجمرتين» وينبغى أن يستغفر للمؤمنين في دعاءه في هذا الموقف، لأن النبى عليه الصلاة والسلام قال: «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج» فالحاصل أن كل رمى بعده رمى يقف عنده، لأن العبادة، فيتأدى بالدعاء فيه، وكل رمى ليس بعده رمى لا يقف عنده، لأن العبادة انتهت، ولهذا لا يقف عند الجمرة العقبة في يوم النحر وبعده. (المستخلص)
  - (٥) ماشيًا استحبابًا.
  - (٦) هكذا روى جابر فيما نقل من نسك رسول الله ﷺ مفسرًا، كذا في "الهداية".
    - (٧) أي يفعل كما فعل بالأمس.
- (٨) قوله: "أن يتعجل النفر نفر . . . إلخ "لقوله تعالى : ﴿ فَمَن تَعَجّلَ فِي يَومَينِ فَلا إِثْمَ عَلَيه وَمَن تَأْخرَ فَلا إِثْمَ عَلَيه وَمَن تَأْخرَ فَلا إِثْمَ عَلَيه وَالنفر -بسكون الفاء وهو الرجوع ، فاليوم الأول يسمى يوم النحر ، والثانى يوم القر بالقاف ، لأن الناس يقرون فيه ، واليوم الثالث يوم النفر الأول ، وإنما يجوز النفر فيه قبل طلوع الفجر من يوم الرابع ، أما إذا طلع تعين عليه الرمى ، واليوم الرابع يسمى يوم النفر الثانى واليوم الرابع وهو يوم الثالث عشر ، فمتى طلع الفجر فيه وهو بمنى لزمه الوقوف للرمى لدخول وقت الرمى ، والأفضل أن يقيم ، لأن النبي على وقف حتى رمى الجمار في اليوم الرابع ، وأما قوله تعالى : ﴿ فَمَن تَعَجّلَ فِي يَومَينِ فَلا إِثْمَ عَلَيه ﴾ ، وهما اليوم الثانى والثالث من أيام النحر ، كذا في "الهداية" ، وقوله : ومن تأخر فلا إثم عليه ، أي تأخر إلى اليوم الرابع . (الجوهرة ) (٩) أي اليوم الرابع .
- (۱۰) قوله: "جاز عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى" ومذهبه مروى عن ابن عباس رضى الله عنهما، ولأنه لما ظهر أثر التخفيف فيه فى حق ترك الرمى فلأن يظهر جوازه فى الأوقات كلها أولى، بخلاف اليوم الأول والثانى من أيام التشريق، حيث لا يجوز فيهما إلا بعد الزوال، لأنه لا يجوز تركه فيهما، فكذا لا يجوز تقديمه، ولا كلام في أفضلية الرمى بعد الزوال. (الفتح)

عندَ أبى حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى.

وقَالا: لا يَجُورُ (١)، ويُكرَهُ أَن يُقَد مَ الإنسَانُ ثَقَلَه (٢) إِلَى مَكَة، ويُقِيمَ بِهَا حَتّى يَرمِى (٣)، فإذَا نَفَرَ إلى مَكّة (١) نَزَلَ بالمُحَصّب (٥)، ثُمّ طَافَ بالبَيتِ سَبِعَةَ أَشُواط (١) لا يَرمُلُ

(١) قوله: "وقالا: لا يجوز" الرمى فيه إلا بعد الزوال؛ اعتبارًا بسائر الأيام، وإنما رخص له فيه في النفر فإن المترخص بالنفر التحق بسائر الأيام، ويكره أن يبيت ليالي منى إلا منى، وكان عمر رضى الله عنه يؤدب على ترك المقام بها، كذا في "الهداية"، فإن بات في غيرها متعمدًا لا يلزمه شيء عندنا؛ لأنه وجب ليسهل عليه الرمى في أيامه، فلم يكن من أفعال الحج، فتركه لا يوجب الجبر، كذا في "النهاية". (الجوهرة والفتح)

(٢) بفتح الثاء المثلثة والقاف أي متاعه و خدمه. (ج)

(٣) قوله: "ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بها حتى يرمى ومعناه أن يكره للحاج أن يقيم بموضع الرمى ويرسل أسبابه وخدمه بعد الفراغ من الرمى، ووجه بموضع الرمى ويرسل أسبابه وخدمه بعد الفراغ من الرمى، ووجه الكراهة شغل قلبه وهو في العبادة، فيكره، ولذلك كان عمر رضى الله عنه يمنع من ذلك، ويؤدب عليه، والظاهر أن الكراهة تحريمية، إذ لا يؤدب على المكروه تنزيها، وكره أيضًا أن لا يبيت بمنى ليالى الرمى، ولو بات في غيره عمداً لا يبجب عليه شيء، والذهاب إلى عرفات وترك الأمتعة بمكة مكروه بالأولى، لأن شغل الفلب شمه أشد، وهذا كله إذا لم يأمن على الأمتعة، وإذا أمن فلا بأس. (الفتح والجوهرة وغيرهما)

(٤) فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب. . إلخ وهو الأبطح، ويسمى الحصباء والبطحاء والخيف وهو ما بين جبلين جبل عند مقابر مكة ، وجبل يقابله ، وليست المقبرة من المحصب، والنزول به سنة عندنا على ما روى أنه عليه السلام قال لأصحابه: «إنا نازلون غدا عند خيف خيف بنى كنانة حيث تقاسم المشركون فيه على شركهم» يشير إلى جهدهم على هجران بنى هاشم، فعرفنا أنه نزل به إراءةً للمشركين ، فصار سنة كالرمل فى الطواف، وقال الشافعى: ليس بسنة ، لما روى عن عائشة أنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة ، وإنما نزله رسول الله على لأنه كان أسمح لخروجه إلى المدينة ، وكذا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما .

ولناً: ما روينا، وقال ابن عمر رضى الله عنهما: النزول به سنة، فقيل له: إن رجلا يقول: إنه ليس بسنة، فقال: كذب، أناخ به رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم، رواه البخارى ومسلم، فأى سنة أقوى من فعله عليه السلام قصداً، وفعل الخلفاء من بعده، وقد ثبت فيه، وقول عائشة وابن عباس رضى الله عنهم ظن منهما، فلا يعارض المرفوع، والمثبت مقدم على النافى، هذا ما قاله العلامة العينى.

(٥) قوله: "نزل بالمحصب" المحصب -بضم الميم وتشديد الصاد- على وزن اسم المفعول من التفعيل، موضع بقرب مكة، يقال له الأبطح، وهي أرض ذات حصى سمى بالمحصب، لأنه في مهبط، ويحمل السيل إليه الحصباء فتجتمع فيه، والنزول فيه سنة عندنا، وأصل مشروعيته أن الكفار تحالفوا أى بنو كنانة حالفوا قريشًا على بنى هاشم أن لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم ولا يؤوهم حتى يسلموا إليهم محمدًا على أو يخرجوه مع بنى هاشم وبنى المطلب من مكة إلى الشعب، وكتبوا بينهم الصحيفة، وكتبوا فيها أنواعًا من الباطل والكفر، فوضعوها في البيت، فأرسل الله عليها الأرضة -والأرضة في الهندى: ديك- فأكلت ما فيها من الكفر والباطل، وتركت ما فيها من ذكر الله، فأخبر جبرئيل عليه السلام النبي على بذلك، فأخبر به النبي على عمه أبا طالب، فجاء إليهم أبوطالب، فأخبرهم عن النبي يله بذلك، فوجدوه كما أخبر، والنبي المحصب إظهارًا للحق وشكرًا له -والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب-. (الفتح وغيره)

فِيهَا<sup>(۱)</sup>، وهَذَا طَوَافُ الصَدْرِ<sup>(۲)</sup>، وهُوَ وَاجِبٌ إلا عَلَى أهلِ مَكّةَ <sup>(۳)</sup>، ثُمّ يَعُودُ إلى أهله <sup>(۱)</sup>، فإن لَم يَد خُل السمُحرِمُ مَكّةَ، وتَوَجّهَ إلى عَرَفَاتٍ، ووَقَفَ بِهَا عَلَى ما قَدّمنَاهُ سَقَطَ عَنهُ طَوَافُ القُدُوم<sup>(0)</sup>، ولا شَيءَ عَلَيه لتَركه (۱).

ومَن أدرَكَ الوُقُوفَ بعَرَفَةَ ما بَينَ زَوَالِ الشَّمسِ مِن يَومٍ عَرَفَةَ إلى طُلُوعِ الفَجْرِ مِن يَوم

(٦) قوله: "سبعة أشواط" لأنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم رقد رقدة ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخارى، والركن منه أكثرها، وبترك الأقل يلزمه الصدقة، بخلاف طواف الركن، حيث تجب الإراقة بترك أقله. (العيني والفتح)

(١) لأنه لا سعى بعده.

(۲) قوله: "وهذا طواف الصدر [ويسمى طواف الوداع -بفتح الواو- وطواف آخر عهد بالبيت، لأنه يودع البيت ويصدر عنه. (ج)]" أى الطواف لأجل الصدر، وهو الرجوع لغة، فلذلك سمى طواف الصدر، أى الرجوع عن أفعال الحج، وعن أبى يوسف وابن زياد أنه الرجوع إلى الوطن، وأول وقته بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر، ولا آخر له، ويستحب إيقاعه عند إرادة السفر. (العيني والفتح)

(٣) قوله: "وهو واجب إلا على أهل مكة" لأنه يجب بمفارقة البيت وتوديعه وهم لا يفارقونه، ولا يصدرون عنه، وكذا من كان في حكم أهل مكة من أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة، لأنهم في حكم أهل مكة بدليل جواز دخولهم بمكة بغير إحرام، وإنما كان طواف الصدر واجبًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف"، والأمر للوجوب، ولقول ابن عباس رضى الله عنهما: كان الناس ينصرفون لكل وجه، فقال عليه الصلاة والسلام: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. والنفساء بمنزلة الحائض، فيتناولها النص دلالة، فإن تشاغل بمكة بعد طواف الصدر، فليس عليه طواف آخر، وعن أبى حنيفة أنه إذا قام بعده إلى العشاء استحب له أن يطوف طوافًا آخر ليكون مودعًا للبيت من غير فاصلة، ومن نفر ولم يطف الصدر فإنه يرجع ما لم يتجاوز الميقات، فإن ذكر بعد مجاوزة الميقات لم يرجع، ويلزمه دم، فإن رجع رجع بعمرة، ويبدئ بطوافها، لأنه تعين عليه بالإحرام، فإذا فرغ من عمرته طاف للصدر، وسقط عنه الدم. ثم إعلم أنه يصلى ركعتى الطواف بعد طواف الصدر، لأن ختم كل طواف بركعتين سواء كان الطواف فرضًا أو نفلا، كذا في "النهاية"، ولا يسعى ولا يرمل لعدم مشروعية التكرار. (الجوهرة والفتح)

- (٤) قوله: "ثم يعود إلى أهله" في هذا إشارة إلى كراهة المجاورة" وقد صرح به في المصفى، فقال: يكره المجاورة عكة عند أبى حنيفة لخوف الملل وقلة الحرمة وسقوط الهيبة، وخوف الوقاع في الذنب، فإن الذنب فيها عظيم القبح أقبح منه في غيرها، وعندهما لا تكره المجاورة، بل هي أفضل. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "سقط عنه طواف القدوم [لأنه إنما يلزم لـدخول مكـة ولم يدخل. (ج)]" قيـد بـه لأن القارن إذا لـم يدخل مكة وقف بعرفة، فإنه يصير رافضًا لعمرته، فيلزمه دم لرفضها وقضاءها أيضًا، كما سيأتي في آخر القران، ووجه سقوطه أنه سنة، وطواف الزيارة يغني عنه. (الفتح)
- (٦) قوله: "ولا شيء عليه لتركه [لأنه سنة، وبترك السنة لا يجب الجابر. (ج)]" لأن طواف الزيارة يغني عنه كالفرض يغني عن تحية المسجد. (العيني)

النَحْرِ، فقَد أُدرَكَ الحَجِّ<sup>(۱)</sup>، ومن اجْتَازَبِعَرَفَةَ وهُونَائِمٌ، أُومُغمَى عَلَيه، أُولَم يَعلَمْ أُنّهَا لا عَرَفَاتٌ، أَجزَأُهُ ذَلِكَ عَن الوُقُوفِ<sup>(۱)</sup>. والمَرأةُ أَنهَا لا عَرَفَاتٌ، أَجزَأُهُ ذَلِكَ عَن الوُقُوفِ<sup>(۱)</sup>. والمَرأةُ أَنهَا لا تَكشفُ رَأْسَهَا أَنّهُ ولا تَرمُلُ في الطَوَافِ (۱) تَكشفُ رَأْسَهَا أَنّهُ ولا تَرمُلُ في الطَوَافِ (۱)،

(۱) قوله: "فقد أدرك الحج [سواء كان عالمًا بها أو جاهلا. (ج)]" أى ومن وقف بعرفة من الليل أو النهار ما بين زوال من يوم عرفة إلى فجر يوم النحر فقد تم حجه، لأن النبى عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة بعد الزوال، فبين أول وقته بالفعل، وقال: من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة بليل فاته الحج، فبين آخر الوقت بالقول، ولو وقف قبل الزول لم يعتد به، وقال مالك: وقت الوقوف من طلوع الشمس من يوم عرفة، قال في "الهداية": إذا وقف بعد زوال فأفاض من ساعته أجزأه عندنا، لقوله عليه السلام: «من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه» إلا أنه إذا وقف من النهار وجب عليه أن يمد الوقوف إلى بعد الغروب، فإن لم يفعل فعليه دم، وإن وقف من بعد الغروب لم يجب عليه امتداد. (الجوهرة والمستخلص)

(٢) قوله: "أجزأه ذلك عن الوقوف" وهذا إذا أحرم وهو مفيق ثم أغمى عليه حال الوقوف، فإنه يجزئه الوقوف إجماعًا، لأن ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف، فلا يمنعه الإغماء والنوم كركن الصوم، وإنما اختل منه النية وهي ليست بشرط لكل ركن، ولأنه عليه السلام وقف بعد الزوال، وهذا بيان أول الوقت، وقال: من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة بليل فاته الحج، وهذا بيان آخر الوقت، ولم يفصل بين أن يكون عالمًا بعرفة أو لم يكن، فيشترط فيه الحصول فقط. فإن قلت: هذا مشكل بالطواف، فإنه لو طاف هاربًا من عدو أو سبع أو طالبًا غريمًا له لم يجزه عن الطواف لعدم النية، فكيف أجزتم مع الجهل بكون عرفة وكلاهما فرض؟ قلت: الوقوف ليس بعبادة مستقلة بنفسه، ولهذا لا يتنفل به، فوجود النية في أصل تلك العبادة يعني عن اشتراطها في ركنه، كما في أركان الصلاة، والطواف عبادة مقصودة، ولهذا يتنفل به، فاشترط به أصل النية، ولا يشترط فيه تعيين الجهة، كما في صوم رمضان. (العيني والجوهرة)

- (٣) والخنثى المشكل.
- (٤) أي في جميع أفعال الحج.
- (٥) لأنها مخاطبة كالرجال. (ج)

(٦) قوله: "غير أنها لا تكشف رأسها" لأنه عورة، والإحرام لا يبيح كشف العورات، ولهذا قالوا: إن لها أن تلبس المخيط والخمار، وما بدا لها من القميص والسراويل والخفين والقفازين غير مصبوغ بورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا؛ لأن هذا تزيّن وهو من دواعي الجماع، وهي ممنوعة عن ذلك في الإحرام، ويزاد أنها تترك الصدر، وتؤخر طواف الزيارة عن أيام النحر بعذر الحيض والنفاس، وكذا يزاد أنها لا تقرب الحجر في الزحام؛ لأنها ممنوعة من مماسة الرجال، بل تستقبله من بعيد. (الفتح والجوهرة)

- (٧) قوله: "وتكشف وجهها" لقوله عليه الصلاة والسلام: «إحرام المرأة في وجهها» ولو سدلت شيئًا على
   وجهها وجافته جاز لأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل . (الجوهرة)
  - (٨) لما فيه من الفتنة؛ لأن صوتها عورة. (ج)
  - (٩) قوله: "ولا ترمل في الطواف" لأنه لا يؤمن أن يكشف بذلك شيء من بدنها. (الجوهرة)

# ولا تَسعَى (١) بَينَ الميلينِ الأخضرينِ (٢)، ولا تَحْلِقُ، ولكِن تُقصِّرُ (١).

#### بابُ القِرَانِ (٤)

## القِرَانُ أَفضَلُ عِندَنَا مِن التَمَتُّعِ (٥) والإِفرَادِ (١)، وصِفَةُ القِرانِ أَن يُهِلَّ بِالعُمرَةِ والحَجّ مَعًا

(١) قوله: "ولا تسعى" أي لا ترمل في بطن الوادي؛ لأن ذلك لإظهار الجلد والمرأة ليست من أهله. (الجوهرة)

(٢) لأنه مخل ستر العورة.

(٣) قوله: "ولا تحلق ولكن تقصر" لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير»، رواه أبو داود، ولأن الحلق في النساء مثلة كحلق اللحية في الرجال. (العيني والجوهرة)

(٤) قوله: "باب القران" القران لغةً: مصدر قَرَنت هذا أى جمعت، وشرعًا: الجمع بين إحرام العمرة والحج، وأفعالهما في سفر واحد، وكان ينبغى أن يقدم القران؛ لأنه أفضل إلا أنه قدم الإفراد من حيث الترقى من الواحد إلى الاثنين، والواحد قبل الاثنين.

والمحرمون أربعة أنواع: مفرد بالحج: وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو قبله في أشهر الحج أو قبلها، وذكر الحج بلسانه عند التلبية، وقصد بقلبه، أو لم يذكره بلسانه، ونوى بقلبه، ويأتى بأفعال الحج كما مر". والركن فيه شيئان: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والإحرام شرط، ومفرد بالعمرة: وهو أن يحرم بها من الميقات، أو قبله في أشهر الحج أو قبلها، ذكر العمرة بلسانه عند التلبية، وقصد بقلبه أو لم يذكر بلسانه ونوى بقلبه، وطاف لها قبل أشهر الحج أو فيها، ولم يحج في عامه ذلك، أو حج فيه لكن ألم بأهله بينهما إلمامًا صحيحًا، بأن يرجع إلى أهله حلالا. وأفعالها أربعة: الإحرام والطواف والسعى والحلق، الأول شرط الأداء، والآخر شرط الخروج، والباقيان ركناها. وقارن: وهو أن يجمع بينهما في الإحرام من الميقات، أو قبله في أشهر الحج أو قبلها، يذكر اللسان، وينوى بالقلب. ومتمتّع: وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات أو قبله في أشهر الحج، ويعتمر في أشهر الحج، أو يكون أكثر طوافه في أشهر الحج، ويتحلل من الميقات أو قبله في أشهر الحج، ويعتمر في أشهر الحج، أو يكون أكثر طوافه في أشهر الحج، ويتحلل من الميقات أو قبله في أشهر الحج، ويعتمر في أشهر الحج، أو يكون أكثر طوافه في أشهر الحج، ويتحلل من ويحرم للحج ويحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله إلمامًا صحيحًا. (الفتح ومسكين والجوهرة)

(٥) قوله: "القران أفضل عندنا من التمتع" والتمتّع أفضل من الإفراد، وقال الشافعي: الإفراد أفضل، ثم التمتع، ثم القران، وهو قول مالك وأحمد. وعن أحمد: التمتع أفضل ثم الإفراد ثم القران، لهم قوله عليه السلام: «القران رخصة فالعزيمة أولى»، ولنا قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الحجّ وَالعُمْرَةَ شَهِ﴾.

و إتمامهما أن يعزم بهما من دُويرة أهله، كذا فسره الصحابة، وهو القران، وهو حديث أنس أنه قال: "سمعت رسول الله على يقول: لبيك عمرة وحجّا لبيك عمرة وحجّا"، رواه البخارى ومسلم، وعن على قال: "أتيت النبي على فقال: كيف أهللت؟ قلت: أهللت بإهلالك، فقال: إنى سقت الهدى وقرنت"، رواه أبو داود والنسائى، وقال عليه السلام: «يا آل محمد أهلوا بحجّة وعمرة معًا» ولأن فيه جمعًا بين العبادتين، فأشبه الصوم مع الاعتكاف. والمقصود بقوله: "القران رخصة" نفى قول أهل الجاهلية: إن العمرة فى أشهر الحجّ من أفجر الفجور أو سقوط سفر العمرة، صار رخصة. (العينى والمستخلص والفتح)

من الميقَاتِ(١)، ويَقُولَ عَقِيبَ الصَلاةِ(١): اَللَّهُمَّ إِنّى أُرِيدُ الْحَجَّ والعُمرَةَ فيسَرْهُمَا لِى وتَقَبَّلْهُمَا مِنْكَ، فإذَا دَخَلَ مَكَّةَ، ابتَدَأ بِالطَّوَافِ(١)، فطَافَ بِالبَيتِ سَبعَةَ أَشْوَاطٍ يَرمُلُ فَى الثَلاثَةِ الأُوَلِ مِنهَا، ويَمشِى فيمَا بَقِى عَلَى هِينَتِهُ (١)، وسَعَى بَعدَ هَا بَينَ الصَفَا والمَرْوَةِ .

وهَذه أفعَالُ العُمرَةِ، ثُم يَطُوفُ بَعدَ السَعيِ طَوَافَ القُدُومِ (°)، ويَسْعَى بَينَ الصَفَا والمَرْوَةِ للْحَجّ، كَما بَيّنّاه في حَقّ المُفْرِدِ (<sup>٢)</sup>، فإذَا رَمَى الجَمرَةَ يَومَ النَحْرِ ذَبَحَ شَاةً أُو بَقَرَةً (<sup>٧)</sup>،

أما إذا اقتصر على اثنتين لا غير، فلا خلاف لأحد أن الأربع أفضل، فعلم بهذا أن قوله: "القران أفضل من إفراد" أى من إفراد الحج والعمرة بعد الإتيان بهما جميعًا، أما إذا لم يأت إلا بأحدهما فلا خلاف حينتذ في أن القران يكون أفضل. (الجوهرة)

(١) قوله: "أن يُهل [أى يحرم] بالعمرة والحج. . . إلخ حقيقة أو حكمًا بأن يحرم بالعمرة أولا، ثم بالحج قبل أن يطوف للعمرة أربعة أشواط أو عكسها، بأن يدخل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف للقدوم، وإن أساء ولزمه دم أى دم جبر لا دم شكر، ووجه الإساءة تقديم إحرام الحج على إحرام العمرة؛ لأنها مقدمة فعلا، فكذا إحرامًا، ولهذا تقدم العمرة بالذكر إذا أحرم بهما معًا. (فتح المعين)

- (٢) أي ركعتا الإحرام.
- (٣) ويصلي ركعتي الطواف.
  - (٤) أي وقاره.
- (٥) قوله: "ثم يطوف بعد السعى" فعندنا للقارن طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وهكذا السعى، وقال مالك والشافعي ت: القارن يطوف طوافًا واحداً، ويسعى سعيًا واحدًا؛ لما روى عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال: «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد»، رواه الترمذي، وفي "الصحيحين": «طاف طوافًا واحداً». ولنا ما ورد عن ابن عمر رضى الله عنه: "أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله على يصنع كما صنعت"، رواه الدارقطني، ولأن القران هو الجمع فمن لم يفعل لم يكن جامعًا، ولأنه لا تداخل في العبادة كالصلاة والصوم، والرواية عن ابن عمر رضى الله عنه قد اختلفت، لكن ترجحت رواية الدارقطني بفعل ابن عمر رضى الله عنه، وتصريحه بقوله: "رأيت رسول الله على الله على الطوافين كانا واحدًا بالصورة، أو طاف النبي على بعد عرفة طوافًا واحدًا، بالصورة، أو طاف النبي على بعد عرفة طوافًا واحدًا، المعت من الأستاذ العلام رحمه الله رب الأنام بحرمة النبي الأمي على (الفتح وغيره)
- (٦) ولايحلق بين العمرة والحج؛ لأن ذلك جناية على إحرام الحج، وإنما يحلق يوم النحركما يحلق المفرد. (ج)

<sup>(</sup>٦) قوله: "والإفراد" أى القران أفضل من إفراد كل واحد منهما بإحرام على حدة، هذا هو المراد لا أن يكون المراد أن يأتى بأحدهما لا غير؛ لأنه إذا لم يأت إلا بأحدهما، فالقران أفضل بلا خلاف، إذ لا يشك أحد أن الحج وحده والعمرة وحدها لا تكون أفضل منهما جميعًا، وهذا كما يقال في صلاة النفل: إن أربعًا أفضل من النين عند أبي حنيفة يفهم من هذا، بأن الإتيان بأربع بتسليمة واحدة أفضل من الإتيان فيهما بتسليمتين.

أُوبُدنَة، أُوسُبِعَ بُدنة، أُوسُبِعَ بَقَرَة، فَهَذَا دَمُ القِرَانِ ('') فإن لَم يَكُن لَه ما يَذَبَحُ، صَام تَلاثَة أَيّامٍ فِي الحَجّ، اَخِرُها يَومُ عَرَفَة ('') فإن فَاتَه الصَومُ (''') حَتّى يَد خُل يَومُ النَحرِ لَم يَجُزُهُ إلا الدَمْ ('') ثُمّ يَصُومُ ('') سَبِعَة أَيّامٍ إِذَا رَجَعَ إلَى أَهلِه، فإن صَامَهَا بِمَكّة بَعدَ فَرَاغِه من الحَجّ الدَمْ ('') فإن لَم يَد خُل القَارِنُ بَكَدّة، وتَوجَّه إلى عَرَفَاتِ فقد صَارَ رَافِضًا لعُمرَتِه بِالوُقُوفِ ('') جاز ('') فإن لَم يَد خُل القَارِنُ بَكَدّة، وتَوجَّه إلى عَرَفَاتِ فقد صَارَ رَافِضًا لعُمرَتِه بِالوُقُوفِ ('')

وسَقَطَ عَنهُ دَمُ القرَانِ (٨)، وعَلَيه دَمُ (١٠) لرفض العُمرَة (١٠)، وعَلَيه قَضَاءُها (١١).

- (٣) أي صوم الأيام الثلاثة .
  - (٤) أي دم القران.
- (٥) يعنى بعد ما مضت أيام التشريق.

- (٧) لأنه تعذر عليه أداءها؛ لأنه يصير بانيًا أفعال العمرة على أفعال الحج، وذلك خلاف المشروع.
  - (٨) لأنه لما ارتفضت العمرة صار كالمفرد، والمفرد لا دم عليه. (ج)
    - (٩) وهو دم جبر لا يجوز الأكل منها. (ج)
      - (١٠) بعد الشروع فيها.
    - (١١) يعني بعد أيام التشريق لصحة الشروع فيها، فأشبه المحصر .

<sup>(</sup>٧) قوله: "ذبح شاة أو بقرة" أى ذبح وجوبًا قبل الحلق بشرط أن يقع الذبح في يوم من أيام النحر، فإن حلق قبل الذبح، لزمه دم عند الإمام، والذبح قبل الرمى لا يجوز، لوجوب الترتيب، غير أنه لا يلزمه الدم بعكس الترتيب عندهما، وعنده يجب، وهذا دم القران شكرًا، فيأكل منه، (الفتح والعيني)

 <sup>(</sup>١) قوله: "فهذا دم القران" وهو دم نسك عندنا شكرا لله تعالى على توفيق الجمع بين العبادتين، لا دم جبر حتى يجوز الأكل عندنا، لأنه وجب لا لارتكاب محظور كالأضحية، وعند الشافعي: دم جبر حتى لا يجوز الأكل منه عنده. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٢) قوله: "صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة" لقوله تعالى: ﴿فَمَن لم يَجِد فَصِيَامُ تَلاَتَة أَيَامٍ فِي الْحَجّ وَسَبَعَة إِذَا رُجَعتُم تِلكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ وإنما شرط أن يكون آخرها يوم عرفة لأن الصوم بدل عن الدم يستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الأصل، وهذا بيان الأفضل، فإن صام قبل ذلك أجزأه لإطلاق النص وهذه الآية وإن وردت في التمتع فالقران مثله، لأنه ترفق بأداء النسكين كالتمتع. (الفتح والمستخلص)

<sup>(</sup>٦) قوله: "جاز" يعنى بعد مضى أيام التشريق، وعند الشافعي لا يجوز إلا بعد الرجوع والوصول إلى الوطن، لأنه معلق بالرجوع، ولنا أن معنى رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج، لأن الفراغ سبب الرجوع إلى أهله، فجاز الأداء بعد وجود السبب. (الجوهرة)

### بابُ التَمَتُّع (١)

التَمَتَّعُ أَفْضَلُ (۱) من الإِفرَادِ عِندَ نا (۱) ، والمُتَمَتَّعُ عَلى وَجهَينِ: مُتَمَتَّعُ يَسُوقُ الهَدْى، ومُتَمَتَّعُ لا يَسُوقُ الهَدى، وصفةُ التَمَتَّع أن يَبتَدئ من الميقَات (١) ، فيُحرِم بالعُمرَة ، ويَدخُلُ مَكَّة ، فيَطُوفُ لَهَا (٥) ويَحْلقُ (١) أو يُقَصَّرُ ، وقَد حَلَّ من عمُرَته (٨) ويَعَطعُ (١) التَلبيَة مَكّة ، فيَطُوفُ لَهَا (٥) ويَعَلعُ (١) أو يُقَصَّرُ ، وقَد حَلَّ من عمُرَته (٨) ويَعَطعُ (١)

(۱) قوله: "باب التمتع" وهو مأخوذ من المتاع أى النفع الحاضر، وفى الشريعة: هو الترقق بأداء الحج والعمرة مع تقديم العمرة فى أشهر الحج فى سفر واحد من غير أن يلم بينهما بأهله إلماماً صحيحًا، وذلك بأن يرجع إلى أهله حلالا عند الشيخين، وعند محمد رحمه الله ليس من ضرورة صحة الإلمام كونه حلالا، وإنما ذكره عقيب القران لاقترانهما فى معنى الانتفاع بالنسكين، وقدم القران لمزيد فضله. (الفتح والجوهرة وغيرهما)

(۲) قوله: "أفضل من الإفراد" هذا هو الصحيح، وعن أبي حنيفة: أن الإفراد أفضل، لأن المتمتع سفره واقع لعمرته، بدليل أنه إذا فرغ من العمرة، صار مكيًا في حق الميقات، لأنه يقيم بمكة حلالا، ثم يحرم للحج من المسجد الحرام، والمفرد سفره واقع لحجته، والحجة فريضة والعمرة سنة، والسفر الواقع للفرض أفضل من السفر الواقع للسنة، ووجه القول الأول أن في التمتع جمعًا بين العبادتين، فأشبه القران، ثم فيه زيادة نسك، وهو إراقة الدم، وسفره واقع لحجته، وإن تخللت العمرة، لأنها تبع للحج كتخلل السنة بين الجمعة والسعى إليها. (الجوهرة)

- (٣) في ظاهر الرواية.
- (٤) قوله: "من الميقات" هذا ليس بشرط للعمرة، ولا للتمتع حتى لو أحرم بها من دويرة أهله أو غيرها جازت، وصار متمتعًا، وقيل: قيد الميقات للاحتراز عن مكة، فإنه ليس لأهلها تمتع ولا قران. (الفتح والمستخلص)
- (٥) قوله: "فيطوف لها. . . إلخ" ولابد من كون الطواف أو أكثره في أشهر الحج، وليس من شرط التمتع وجود إحرام العمرة في أشهر الحج، بل أداوها فيها أو أكثر أشواطها. (الفتح والمستخلص)
  - (٦) بين الصفا والمروة.
- (٧) قوله: "ويحلق [بعد ذلك] ويقصر" لقوله تعالى: ﴿مُحَلّقينَ رُؤُوسَكُم وَمُقَصّريِنَ﴾ نزلت في عمرة القضاء، ولأنها لما كان لها تحريم بالتلبية كان لها تحلل بالحلق أوالتقصير. (الفتح والمستخلص)
- (٨) قوله: "وقد حل من عمرته [هذا هو تفسير العمرة]" فإن قلت: لم لا يكون في العمرة طواف القدوم ولا طواف الصدر؟ قلت: أما طواف القدوم فلأن المعتمر عند قدومه إلى البيت تمكن من أداء الطواف الذي هو ركن في هذا النسك، فلا يشتغل بغيره، بخلاف الحج فإنه عند قدومه لا يتمكن من الطواف الذي هو ركن الحج، فأتى بالطواف المسنون إلى أن يجيء وقت الطواف الذي هو ركن، وأما طواف الصدر فإن معظم الركن في العمرة الطواف، وما هو معظم ركن في النسك لا يتكرر عند الصدر، كالوقوف في الحج، لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون معظم الركن في النسك، وهو بعينه غير ركن في ذلك النسك، كذا في "النهاية". (الجوهرة)
- (٩) قوله: "ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف" يعنى عند استلام الحجر، لأن النبي عليه السلام في عمرة

إِذَا ابِتَدَأُ الطَوَاف، ويُقِيمُ بَكَةَ حَلالاً(۱) فإذَا كَانَيَومُ التَرويَة (۲) أَحْرَمَ بِالحَجِّمِن المسجِد الحَرَام (۲) وفَعَلَ مَا يَفَعَلُهُ الحَاجُّ المُفرِدُ (۱) وعَلَيه دَمُ التَمَتَّع (۵) فإن لمْ يَجِدُ ما يَذبَحُ، صَامَ الحَرَام (۲) وفَعَلَ مَا يفَعَلُهُ الحَاجُّ المُفرِدُ (۱) وعَلَيه دَمُ التَمَتَّع (۱) فإن لمْ يَجِدُ ما يذبَحُ، صَامَ ثَلاثةَ أيّامٍ في الحَج (۱) وسبعة إذا رَجعَ إلى أهله، وإن أرادَ المُتَمتَّع أَن يَسُوقَ الهَدْ يَ أحرَمَ وساقَ هَديه (۷) ، وأشْعَرَ البُدنَةَ (۱۱) عِندَ أبي

القضاء قطع التلبية حين استلم الحجر، ولأن المقصود من العمرة هو الطواف، فيقطعها عند افتتاحه. (الجوهرة) (١) إلى وقت إحرام الحج؛ لأنه قد حل من العمرة.

(٢) قوله: "فإذا كان يوم التروية [وإن أحرم قبل يوم التروية، فهو أفضل] أحرم بالحج" هذا الوقت ليس بلازم، بل إن شاء أحرم بالحج قبل يوم التروية وما تقدم إحرامه بالحج فهو أفضل، لأن فيه إظهار المسارعة والرغبة في العبادة، كذا في "النهاية". (الجوهرة)

(٣) قوله: "من المسجد" التقييد بالمسجد للأفضلية، وأما الجواز فجميع الحرم ميقات. (الجوهرة)

(٤) قوله: "وفعل ما يفعله الحاج المفرد" إلاأنه لايطوف طواف التحية، لأنه لما حل صارهو و المكى سواء، ولا تحية للمكى، كذلك هذا، ويرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده، لأنه أول طواف له في الحج، بخلاف المفرد، لأنه قد طاف للقدوم وسعى، ولو كان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف تطوعًا، وسعى قبل أن يروح إلى منى، لم يرمل في طواف الزيارة، ولا يسعى بعده، لأنه قد أتى بذلك مرة، كذا في "الجوهرة" و "الهداية".

(٥) لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتّعَ بِالعُمرَةِ إِلَى الْحَجِّ الآية .

(٦) لقوله تعالى: ﴿ فَمَن لم يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاتَةِ أَيَّامَ ﴾ الآية.

(۷) قوله: "وإن أراد المتمتع أن يسوق الهدى أحرم [بالعمرة] وساق هديه وهذا هو الوجه الثانى من التمتع، وهو أفضل من الأول الذي لم يسق الهدى اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم بذي الحليفة، وساق الهدى بعده، رواه البخارى مسلم في "صحيحيهما"، ولأن فيه استعداداً ومسارعة إلى الخير، والأفضل أن لا يحرم بالسوق والهدى والتوجه، بل يحرم بالتلبية والنية، ثم يسوق، وإنما قدم الوجه الأول على هذا مع أن هذا أفضل، لأن هذا وصف زائد، وتقديم الذات أولى من تقديم الصفات.

قال في "النهاية": إذا ساق المتمتع الهدى ففيه قيد لأبد من معرفته، وهو أنه في هذه المتعة إنما يصير محرمًا بالتقليد والتوجه إذا حصلا في أشهر الحج، أما إذا لم يحصلا فيها لا يصير محرمًا ما لم يدرك الهدى، ويسير معه لا معه، لأن تقليد هدى المتعة في غير الأشهر لا يعتد به، ويكون تطوعًا، وهدى التطوع ما لم يدركه ويسير معه لا يصير محرمًا. (الجوهرة)

(٨) قوله: "قلدها... إلخ" صورة التقليد أن يربط على عنق بدنته قطعة من أدم أو نعل، والمعنّى به أن هذا أعد لإراقة الدم، فيصير جلده عن قريب مثل هذه القطعة من الجلد، حتى لا يمنع من السماء والعلف إذا علم أنه هدى، وهذا إنما يكون فيما يغيب عن صاحبه كالإبل والبقر، أما الغنم فإنه يضيع إذا لم يكن معه صاحبه، فلهذا لا يقلد، والأولى أن يلبى ثم يقلد، لأنه يصير محرمًا بالتقليد والتوجه معه، فكان تقديم التلبية أولى ليكون شروعه في الإحرام بها لا بالتقليد. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٩) پارچه چرم.

<sup>(</sup>١٠) أو شيء من لحاء الشجر .

يُوسُفَ ومُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، وَهُو أَنْ يَشُقَّ سَنَامَها من الجَانِبِ الأيمَنِ (١)، ولا يُشعِرُ عِندَ أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى (٢).

فإذَا دَحَلَ مَكَةَ، طَافَ وسَعَى ولَم يَحْلِلْ حَتَّى يُحرِمَ بِالْحَجَّيُومَ التَروِيَةِ (٢)، فإن قَدَّمَ الإحرَامَ قَبلَه جَازَ، وعَليه دَمُ التَمتَّع، فإذَا حَلَقَ يَومَ النَحرِ، فقد حَلَّ من الإحرَامَينِ، وليسَ لأهلِ مَكَةً تَمتَّعُ رلا قِرَانُ (٤)، وإنّما لَهُم الإفرَادُ خَاصَةً، وإذَا عَادَ المتَمتَّعُ إلى بَلَده بَعدَ فَرَاغِه من العُمرَة، ولَم يَكُن سَاقَ الهَدى، بَطَلَ تَمتُّعُه (٥)، ومَن أَحَرَمَ بالعُمرَةِ قَبلَ أشهُرِ الحَجّ،

(٤) قوله: "ليس لأهل مكة تمتع [ومن فعل ذلك كان مسيئًا وعليه دم لإساءته، وهو دم جبر لا يجوز الأكل منه ولا يجزئه الصوم منه. (ج)] ولا قران "أما عدم مشروعية التمتع لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لَمَن لم يَكُن أهلُه حَاضِرِى الْمَسجِدِ الْحَرَامِ ﴾ بناءً على أن اسم الإشارة يعود على التمتع، واللام فيه تدل عليه، إذ لو كان عائدًا على الهدى والصوم، كما ذهب إليه الشافعي، وصحح للمكى التمتع والقران، لقال على من لم يكن، لأن اللام تستعمل فيما لنا، لا فيما علينا، ولنا الخيار في التمتع، وأما الهدى فواجب من غير اختيار، أما عدم مشروعية القران، فإنه لا يتصور إلا بخلل في أحد النسكين، لأنه إن جمع بينهما في الحرم فقد أخل بشرط إحرام العمرة؛ لأن ميقاتها الحل، وام ذلك لو تمتع المكى، أو لأن ميقاتها الحل، ومع ذلك لو تمتع المكى، أو قرن كان عليه دم جبر، فلا يأكل منه، ولا يجزئ عنه الصوم مع الإعسار، وعن ابن عمر رضى الله عنهما: ليس لأهل مكة متعة، ومثله عن ابن عباس وابن الزبير رضى الله عنهم. (العيني والفتح)

(٥) قوله: "بطل تمتعه" لأن التمتع هو الترفق بإسقاط أحد السفرين، فإذا أنشأ لكل واحد منهما سفرًا بطل هذا المعنى، أو نقول: إنه لما ألم بأهله إلمامًا صحيحًا صار العود غير مستحق عليه، فصار نظير أهل مكة، وهذا إذا حلق، فإن عاد إلى أهله قبل الحلق، ثم حج من عامه قبل أن يحلق في أهله، فهو متمع.

وقال الشافعي: لا يبطل التمتع، لأن الإلمام عنده لا يبطل التمتع حتى أجاز التمتع لأهل مكة، ولنا: إن البطلان مروى عن ابن عمر وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم وغيرهم من جمهور التابعين رضى الله عنهم أجمعين، وقيد بقوله: ولم يكن ساق الهدى، لأنه إن ساق لا يبطل هذا عندهما. وقال محمد: يبطل، لأنه ألم

<sup>(</sup>١١) ولا يسن الإشعار في غير الإبل.

<sup>(</sup>١) والأشبه هو الأيسر، لأن النبي ﷺ طعن في جانب اليسار مقصودًا، وفي جانب الأيمن اتفاقًا.

<sup>(</sup>۲) قوله: "ولا يشعر [ويلطّخ سنامها بالدم إعلامًا. (ج)] عند أبي حنيفة "إنما ذكر قولهما قبل قوله لأنه يرى الفتوى على قولهما، وذكر في "الهداية": أن الإشعار مكروه عند أبي حنيفة، وعندهما: حسن، وعند الشافعي: سنة، لأنه مروى عن النبي ﷺ، وقال الطحاوى والشيخ أبو منصور الماتريدى: إن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار، وكيف يكرهه مع ما اشتهر فيه من الأخبار، وإنما كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك، خصوصًا في حر الحجاز، فرأى الصواب حينئذ سد هذا الباب على العامة، فأما من وقف على الحد، بأن قطع المجلد دون اللحم، فلا بأس بذلك، قال الكرماني: وهذا هو الأصح، وهو اختيار قوام الدين وابن الهمام، كذا في "الدر المختار" و"العيني".

<sup>(</sup>٣) وهذا ليس بلازم حتى لو أحرم يوم عرفة جاز . (ج)

فطَافَ لَهَا أَقَلَّ مِن أَربَعَة أَشُواط، ثُم دَحَلَت أَشَهُ رَّا لَحَجَّ، فَتَمَّمَهَا وأَحرَمَ بِالحَجَّ، كَانَ مُتَمَتَعًا اللهُ اللهُ مَا فَصَاعِدًا، ثُمَّ حَجَّ من عامه مُتَمَتَعًا اللهُ مَنَكُن مُتَمَتَعًا اللهُ وَأَشَهُ رُالحَجِّ: شَوّالُ وذُو القَعدَة وعَشَرٌ من ذي الحِجّة (٢). فَإِن قَدَّمَ الإحرَامَ بِالحَجِّ عَلَيهَا اللهُ وَأَرْ إحرَامُه، وانعَقَدَ حَجُّه، وإذَا حَاضَت المَرأة في المَرأة مُن الإحرَامَ بِالحَجِّ عَلَيهَا اللهُ وَأَرْ إحرَامُه، وانعَقَدَ حَجُّه، وإذَا حَاضَت المَرأة مُن المَرأة مُن المَرأة اللهُ والمُهُ اللهُ والمُهُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَلَيْهَا اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَالْعَلَى اللهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْعَلَالَةُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ اللّهُ وَالْمُوالْمُ وَاللّهُ وَالْمُوالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ اللّهُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَال

بأهله بين النسكين، وأداهما بسفرين، فصار كمن لم يسق الهدى، والهدى لا يمنع صحة الإلمام، ألا ترى أن المكى إذا قدم من الكوفة بعمرة، وساق هديًا، لا يكون متمتعًا. ولهما: إن إلمامه غير صحيح، لأنه محرم ما لم ينحر عنه الهدى، فكان العود مستحقًا عليه، وذلك يمنع صحة الإلمام بأهله، بخلاف ما إذا لم يسق الهدى، أو ساق وهو مكى، لأن العود غير واجب علبه، وقول مالك وأحمد مثل قول محمد. (العيني)

(۱) قوله: "كان متمتعًا" أى من أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف لها ثلاثة أشواط، فتركها حتى دخل أشهر الحج، فأتمها فيها، ثم حج من عامه، كان متمتعًا، لأن الإحرام شرط، فيصح تقديمه على أشهر الحج، وإنما يعتبر أداء الأفعال فيها، وقد وجد الأكثر، وللأكثر حكم الكل، وخصّت المتعة بأداء أفعال العمرة في أشهر الحج لأنها كانت متعينة للحج قبل الإسلام، فأدخل الله سبحانه العمرة فيها إسقاطًا للسفر الجديد عن الغرباء، فكان اجتماعهما في وقت واحد في سفر واحد رخصة وتمتعًا. (المستخلص وفتح المعين)

(٢) قوله: "لم يكن متمتعًا" لأنه أدى الأكثر قبل الأشهر، فصار كما إذا تحلل منها قبل الأشهر، والأصل في المناسك أن الأكثر له حكم الكل، والأقل له حكم العدم، فإذا حصل الأكثر قبل الأشهر، فكأنها حصلت كلها قبل الأشهر، وقد عرفت أن المتمتع هو الذي يتم العمرة والحج في الأشهر، كذا في الجوهرة".

(٣) قوله: "وأشهر الحج. . . إلخ" لما ذكر أن المتمتع يترفق بأداء النسكين في أشهر الحج، احتاج إلى أن يبيّن الأشهر، فقال: أشهر الحج: شوال وذوالقعدة وعشر من ذي الحجة -بكسر الحاء- أي عشرة أيام منها، فإنه إذا حذف التمييز جاز التذكير، وعن أبي يوسف: أنها ليال وتسعة أيام من ذي الحجة، لأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر، ولو كان وقته باقيًا لما فات.

قلنا: روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يوم الحج الأكبريوم النحر» فكيف يكون الحج الأكبر ولا يكون من شهره. وأيضًا. ولهما ما روى عن العبادلة الثلاثة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله عباس، وعبد الله ابن عمر وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهم أنهم قالوا: «أشهر الحج شوال وذوالقعدة وعشر من ذى الحج» ولأن وقت الركن وهو طواف الزيارة يدخل وقته بطلوع الفجر من يوم النجر، فكيف يدخل وقت ركن الحج بعد ما خرج وقت الحج، وفوات الوقوف بطلوع الفجر من يوم النحر لكونه موقتًا به بالنص، فلا يجوز في غيره، ألا ترى أن يوم التروية من أشهر الحج، ولا يجوز الوقوف فيه لما قلنا. فإن قيل: كيف يكون شهران وبعض الثالث أشهرا؟

قلت: اسم الجمع مشترك في ما وراء الواحد، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَقَد صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَه إِخُوةٌ فَلاَ مَه السّدُسُ ﴾ فالأخوان يحجبانها من الثلث إلى السدس، ويجوز أن ينزل البعض منزلة الكل، يقال: رأيت زيداً سنة كذا، وإنما رآه في ساعة منها، وفائدة التوقيت بهذه الأشهر أن شيئًا من أفعال الحج لا يجوز الإ فيها، حتى إذا صام المتمتع أو القارن ثلاثة أيام قبل أشهر الحج لا يجوز، وكذا السعى بين الصفا والمروة عقب طواف القدوم لا يجوز إلا فيها. (العيني والفتح والمستخلص)

(٤) قوله: "فإن قدم الإحرام. . . إلخ" أي صح الإحرام، لأنه شرط فأشبه الطهارة في حق جواز التقديم على الوقت لا مطلقًا. (العيني والفتح) عندَ الإحرَامِ اغتَسلَتْ وأحْرَمَتْ، وصَنَعَت كمَا يَصنَعُ الْحَاجُّ غَيرُ (') أَنَهَا لا تَطُوفُ ('' بالبَيتِ حَتّى تَطْهُرَ، وإذَا حَاضَت بَعدَ الوُقُوف بِعَرَفَة، وبَعدَ طَوَاف الزِيَارَةِ انصَرَفَتْ مِن مَكّة، ولاشَىءَ عَلَيهَا لتَرك طَوَاف الصَدر ('').

#### بابُ الجَنايَات (١)

إذَا تَطَيّبَ المُحرِمُ، فعَلَيه الكَفّارَةُ (°)، فإن تَطَيّبَ عُضواً كَامِلا (٢) فمَا زَادَ، فعَلَيه دَمٌ (°)، وإنْ تَطَيّبَ أَقَلٌ من عُضو، فعَلَيه صَدَقَةٌ (٥)، وإن لَبسَ ثَوبًا مُحِيطًا (١)، أو غَطّى رَأْسَه يَومًا كَامِلا، فعَلَيه دَمٌ، وإن كَانَ أَقَلٌ من ذَلِكَ، فعَلَيه صَدَقَةٌ (١٠)، وإن حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِه فَصَاعِدًا (١١)،

<sup>(</sup>١) قوله: "غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر" لأنها منهية عن دخول المسجد والطواف والغسل ههنا للإحرام لا للصلاة، وفائدته التنظيف. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٢) قوله: "لا تطوف بالبيت. . . إلخ" لقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت بسرف : "إفعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) قوله: "ولا شيء عليها. . . إلخ" لأنه عليه السلام رخّص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، فإن طهرت قبل أن تخرج من مكة لزمها طواف الصدر، فإن جاوزت بيوت مكة، ثم طهرت، فليس عليها أن تعود.

<sup>(</sup>٤) قوله: "باب الجنايات" لما فرغ عن بيان أحكام المحرمين، شرع فيما يعتريهم من العوارض من الجنايات والإحصار والفوات، والجناية اسم لفعل محرم شرعًا، سواء كان في مال أو نفس، لكن في الشرع يراد باسم الجناية الفعل في النفوس والأطراف، فإنهم خصوا الفعل في المال باسم وهو الغصب، والجناية في هذا الباب عبارة عن ارتكاب محظورات في الإحرام. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "إذا تطيب [الطيب ما له رائحة طيبة كالبنفسج والياسمين والريحان والورد] المحرم، فعليه الكفارة" ذكر الكفارة مجملا، حيث ذكر الطيب مطلقًا من غير تقييد بعضو دون عضو، تم شرع في بيان هذا المجمل، فقال: فإن تطيب. . . إلخ. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) مثل الرأس والفخذ والساق ما أشبه وذلك. (ج)

<sup>(</sup>٧) قوله: "فما زاد، فعليه دم [لأن الجناية تكامل بتكامل الارتفاق، وذلك في العضو الكامل]" ولو تطيب أعضاءه كلها كفته شاة واحدة، ولو تطيب كل عضو في مجلس على حدة، فعندهما عليه لكل عضو كفارة، وعند محمد إذا كفر للأول، فعليه دم آخر للثاني، وإن لم يكفر للأول كفاه دم واحد. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٨) لقصور الجناية .

<sup>(</sup>٩) قوله: "مخيطًا" المخيط اسم لثلاثة أشياء: القميص والسراويل والقباء، وهذا إذا لبسه اللبس المعتاد، أما إذا اتزر بالقميص فلا شيء عليه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١٠) وعن أبي يوسف: إذا لبس أكثر من نصف يوم، فعليه دم، إقامةً للأكثر مقام الكل، وعند محمد:

فعَلَيه دَمٌ، وإن حَلَق أقل من الرُبع، فعَلَيه صَدَقَةٌ، وإن حَلَق مَوضِعَ المَحَاجِم من الرَقَبة (۱) فعَلَيه دَمٌ عند أبى حَنيفَة . وقال أبُويُوسُف ومُحَمّدٌ: صَد قَةٌ، وإن قَص أظافير يَد يه ورجليه، فعَلَيه دَمٌ (۲) وإن قَص يَد أور خَمسَة أظافير، فعَليه فعكيه فعَليه دَمٌ (۱) وإن قَص أقل من خَمسَة أظافير، فعَليه صَد قَةٌ عند أبى صَد قَةٌ (۱) وإن قَص أقل من خَمسَة أظافير مُتَفرقة من يَد يه ورجليه، فعَليه صَد قَةٌ عند أبى حَنيفة وأبى يُوسُف رَحمهُ ما الله وقال مُحَمّدٌ رَحمهُ الله تَعالى: عَليه دَمٌ، وإن تَطيّب، أو حَلَق، أو لَبِسَ مِن عُذر (۱) فهو مُحَيّرٌ (۱) إن شَاء ذَبَحَ شَاةً، وإنْ شَاء تَصَدَّق على ستّة مَساكِينَ حَلَق، أو لَبِسَ مِن عُذر (۱) فهو مُحَيّرٌ (۱) إن شَاء ذَبَحَ شَاةً، وإنْ شَاء تَصَدَّق على ستّة مَساكِينَ

بقدره، مثلاً إن لبس نصف يوم، فعليه نصف شاة، وإن كان أكثر، فبقدره من الدم. (الجوهرة)

- (٣) إقامة الربع مقام الكل. (ج)
- (٤) معناه يجب بكل ظفر صدقة نصف صاع من حنطة.
- (٥) أي بسبب عذر راجع للثلاثة، فهو مخيّر. (العيني)

<sup>(</sup>١١) أو ربع لحيته؛ لأن لربع الرأس حكم الكل، كما في المسح.

<sup>(</sup>۱) قوله: "إن حلق موضع المحاجم من الرقبة . . . إلخ" وهو صفحتا العنق، وما بين الكاهلين من الرقبة ، ولو حلق الرقبة كلها فعليه دم بالإجماع ، لأنها عضو كامل يقصد به الحلق، والمحاجم جمع محجمة -بالكسر- وهى قارورة الحجام، وبعضهم قالوا: إنها جمع محجمة -بفتح الميم والجيم- وهو موضع الحجامة، وهو بمعزل عن الآراء، لأن ذكر الموضع يأباه. (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>۲) قوله: "وإن قص أظافير يديه ورجليه، فعليه دم" إن اتحد المجلس، لأنها جناية واحدة معنى، لاتحاد المقصود، وهو الارتفاق، فإذا اتحد المجلس تعتبر المعنى، وإذا اختلف يعتبر الحقيقة، كاللبس المتفرق، وأما فى قص أظفار يد واحدة فكذلك، لأن للربع حكم الكل، وأصابع اليد الواحدة ربع بالنظر لكل الأصابع، وإن قص الكل فى مجلسين، يجب دمان عندهما؛ لأنهما جنايتان، وعند محمد رحمه الله: واحد للتداخل، ولو قص من يديه ورجليه خمسة متفرقة، يجب دم عنده، لكمال نصاب الدم بالخمس، فإنه ربع الكل كحلق ربع الرأس فى مواضع متفرقة، وعند الشيخين يجب صدقة لقصور الجناية، فإن كمال الجناية بنيل الراحة والزينة المعتادة والقص على هذا الوجه ليس بزينة، ولا معتاد، بخلاف الحلق، فإنه معتاد. (العينى والمستخلص والفتح)

يجوز في أى مكان شاء عندنا، إلا أنه يستحب على مساكين الحرم، والدم يختص بالحرم، لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان مخصوص، أو مكان مخصص، وهذا لا يختص بزمان، فيختص بالمكان، أى الحرم، وقال الشافعي: الصدقة أيضًا يختص بمساكين الحرم، لأن المقصود رفق لفقراء الحرم، ولنا: أن الصدقة عبادة وقربة حيث كانت، فلا يختص بمكان دون مكان كالصوم، ثم الصدقة يجوز التمليك والإباحة عندهما، وعند محمد: يشترط فيه التمليك، لأن المذكور في النص بلفظ الصدقة، ولهما أن المذكور في تفسير الآية إطعام ستة مساكين، فلا يقتضى التمليك على أن الصدقة لا تنبئ عن التمليك، لقوله عليه الصلاة والسلام: "نفقة الرجل على أهله صدقة» وإنما يكون ذلك بالإباحة، وفي الشاة الواجب عليه الذبح فقط، لا غير، حتى لو سرقت المذبوحة، وقد ذبحت في الحرم، أو هلكت بافة بعد الذبح، لا يجب عليه شيء. (الجوهرة والمستخلص والفتح)

(١) قوله: "وإن قبّل أولمس بشهوة فعليه الدم أنزل أولم ينزل" وفي "قاضى خان": اشترط الإنزال لوجوب الدم باللمس قال: وهو الصحيح، وقيّد بشهوة لأن اللمس بدونها لا عبرة له، وكذا تجب شاة لو جامع في ما دون الفرج مطلقًا، سواء أنزل أو لم ينزل، وقال الشافعي: يفسد الإحرام في جميع ذلك إذا أنزل، كما في الصوم.

ولنا: أن فساد الإحرام يتعلق بعين الجماع، ألا ترى أن ارتكاب سائر المحظورات لا يفسده، وما تعلق بالجماع لا يتعلق بغيره كالحد إلا أن فيه معنى الاستمتاع بالنساء، وهو منهى عنه، لأنه من جملة الرفث، فإذا أقدم عليه فقد ارتكب محظور إحرامه، فيلزم الدم، بخلاف الصوم، لأن المحرم فيه قضاء الشهوة، وهو يحصل بالإنزال بالمباشرة، فيفسد لأجل ما يضاده، ولا يضره إذا لم ينزل لعدم قضاء الشهوة، ولأن أقصى ما يجزئه في الحج القضاء بالإفساد، وفي الصوم الكفارة، فكما لا يتعلق بهذه الأشياء وجوب الكفارة في الصوم، فكذا لا يتعلق بها وجوب قضاء الحج. (الفتح والجوهرة)

(٢) قوله: "ومن جامع في أحد السبيلين . . . إلخ "ليس الجماع قيدًا احترازيًا، حتى لو استدخلت ذكر حمار أو ذكرًا مقطوعًا فسد إجماعًا، وكذا يفسد لو لف ذكره بخرقة وأدخله، ووجد حرارة الفرج واللذة، ولا فرق بين العامد والناسى والطائع والمكره، وقال الشافعي: تجب بدنة اعتبارًا بما لو جامع بعد الوقوف بعرفة، بل أولى، لأن الجناية فيه قبل الوقوف أكمل لوجودها في مطلق الإحرام، فيكون جزاءه أغلظ .

ولنا ما روى أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان، فسأل رسول الله ﷺ، فقال لهما: «اقضيا نسككما واهديا هديا» رواه البيهقي. والهدى يتناول الشاة، ولأنه لما وجب القضاء صار الفائت مستدركًا، فخف معنى الجناية، فيكتفى بالشاة بخلاف ما بعد الوقوف، لأنه لا قضاء عليه، فكان كل الجابر فتغلظ. (الفتح)

- (٣) قوله: "ويمضى في الحج كما يمضى من لم يفسد حجه" إنما وجب المضى فيه مع فساده، لأنه مشروع بأصله دون وصفه، ولأن التحلل من الإحرام لا يكون إلا بأداء الأفعال، أو الإحصار، ولا وجود لأحدهما، ولا يسقط الواجب بالمضى، لأنه ناقص لفساده، وما وجب كاملا لا يتأدى ناقصاً. (المستخلص والفتح)
- (٤) قوله: "وعليه القضاء" لأن أداء الأفعال بوصف الفساد لا ينوب عما لزمه بوصف الصحة، والأصل فيه ما روى أن رسول الله على عمن واقَعَ امرأته وهما مُحرمان بالحج، فقال: يريقان دمًا، ويمضيان في حجتهما، وعليهما الحج من قابل، ولما روى عن عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم أنهم قالوا: يريقان دمًا،

يُفَارِقَ اَمَرَأَتَه إِذَا حَجَّبِهَا فَى القَضَاءِ عِندَنَا (') ومَن جَامَعَ بَعدَ الوُقُوف بِعَرفَةَ لَم يَفسُدُ حَجّه ('') وعَلَيه بُدنَةٌ ('') ومَن جَامَعَ (') بَعدَ الحَلْقِ، فعَلَيه شَاةٌ، ومَن جَامَعَ فَى العُمرَةِ قَبلَ أَن يَطوُفَ أَربَعَةَ أَشُواط، فَعَلَيه شَاةٌ، ولا تَفْسُدُ عُمرَتُه، ولا يَلزَمُهُ قَضَاءُها ('أ).

- (۲) قوله: "ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه" أى لم يفسد الحج مطلقًا، سواء كان قبل الرمى أو بعده، لقوله عليه الصلاة والسلام: «من وقف بعرفة فقد تمّ حجه» وحقيقة التمام غير مرَّاد لبقاء طواف الزيارة وهو ركن، فتعين التمام حكما بالأمن من الفساد وبفراغ الذمة عن الواجب، وقال الشافعي: إذا جامع قبل الرمى يفسد، وبه قال مالك وأحمد اعتبارًا بالجماع قبل الوقوف، والجامع أن كلا منهما قبل التحلل. (العيني والفتح)
- (٣) قوله: "وعليه بدنة" أى لو جامع بعد الوقوف قبل الحلق، تجب بدنة، كذا روى عن ابن عباس، ولا يعرف ذلك إلا سماعًا، ولأنه أى الجماع أعلى أنواع الجناية، فيتغلظ موجبها، ولو كان قارنًا فعليه بدنة لحجه، وشاة لعمرته، فإن جامع ثانيًا فعليه شاة؛ لأنه وقع فى حرمة إحرام مهتوك. فيكفيه شاة، كذا فى "النهاية". (الجوهرة والعينى والفتح)
- (٤) قوله: "ومن جامع بعد الحلق فعليه شاة" أى تجب شاة إن جامع بعد الحلق، قيد به لأن الخروج عن الإحرام إنما يكون بالحلق أو التقصير، ولزوم الشاة بناء على أنه جناية على إحرام ناقص؛ لأنه لم يبق محرمًا إلا في حق النساء، فخففت الجناية، فاكتفى بالشاة، والمراد بعد الحلق قبل طواف الزيارة كله أو أكثره، فإنه لو جامع بعد ما طاف للزيارة كله أو أكثره، لا شيء عليه؛ لأنه خرج من إحرامه، وحلت له النساء أيضًا. (مسكين والفتح)
- (٥) قوله: "أفسدها" أى العمرة، لوقوع الجماع قبل الإتيان بركنها، أى الطواف، فصار كالجماع قبل الوقوف في الحج. (الفتح)
- (٦) قوله: "ولا تفسد عمرته، ولا يلزمه قضاءها" وقال الشافعي رحمه الله: تفسد في الوجهين، أي فيما إذا جامع المعتمر قبل أن يطوف الأكثر أو بعده، وعليه بدنة اعتباراً بالحج، إذ العمرة فرض عنده كالحج، ولنا أنها سنة، فكانت أحط رتبة منه، فتجب الشاة فيها، والبدنة في الحج إظهاراً للتفاوت بينهما، وطواف العمرة ركن، فصار كالوقوف بعرفة، وأكثره يقوم مقام كله. (الفتح)

ويمضيان في حجهما، وعليهما الحجّ من قابل. (الفتح والمستخلص)

<sup>(</sup>۱) قوله: "ليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء عندنا" وقال زفر: يفترقان من عند الإحرام، وعند الشافعي: يفترقان من المكان الذي وقع فيه الجماع، وعند مالك يفترقان من حين خروجهما من المنزل، للشافعي أنهما يتذكران ذلك، فيقعان في الجماع، وزفر ومالك يتمسكان بما روى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم مثل مذهبهما. ولنا: إن الجامع بينهما وهو النكاح قائم، فلا معنى للافتراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع ولا بعده، لأنهما يتذكران ما لحقهما من المشقة العظيمة بسبب لذة يسيرة، فيزدادان تحرزاً وندما، فلا معنى للافتراق، ألا ترى أنه لا يؤمر الزوج أن يفارقها في الفراش حالة الحيض، ولا حالة الصوم مع توهم تذكر ما كان بينهما حالة الطهر والفطر. والحاصل أن المفارقة تستحب إذا لم يأمنا على أنفسهما من الوقاع، والمراد بالفرقة أن يأخذ كل واحد منهما طريقاً غير طريق الآخر. (العيني والفتح والجوهرة)

ومَن جَامَعَ نَاسِيًا كَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِي الحُكُم (۱)، ومَن طَافَ طَوَافَ القُدُومِ مُحدثًا، فَعَلَيهِ شَاةٌ (۱)، وإنْ طَافَ طَوَافَ الزِيَارَةِ مُحدثًا، فَعَليهِ شَاةٌ (۱)، وإنْ طَافَ طَوَافَ الزِيَارَةِ مُحدثًا، فَعَليهِ شَاةٌ (۱)، وإنْ كَانَ جُنُبًا، فَعَليهِ بُدنَةٌ (۱۰). والأفضَلُ أَنْ يُعِيدَ الطَوَافَ مادَامَ بِمَكَّةَ (۱۰)، ولا ذَبْحَ عَليه، ومَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدرِ مُحدثًا، فَعَليهِ صَدَقةٌ (۱۷)، وإنْ كَانَ جُنُبًا، فَعَليه شَاةٌ، وإنْ تَرَكَ طَوَافَ الزيَارَة ثَلاثَةَ أَشْوَاطَ فَمَا دُونَهَا (۱۸)، فَعَلَيه شَاةٌ، وإنْ تَرَكُ أَربَعَةَ أَشْوَاطُ (۱۰)، بَقِي مُحرِمًا أَبَدًا حَتّى الزيَارَة ثَلاثَةَ أَشْوَاطَ (۱۰)، بَقِي مُحرِمًا أَبَدًا حَتّى

(١) قوله: "ومن جامع ناسيًا كمن جامع عامدًا في الحكم" في غير الإثم من الأحكام؛ لاستوائهما في الارتفاق، وكذا جماع النائمة والمكرهة مفسد؛ لأن حالة الحج مذكرة، وله أمارات ظاهرة، وهو الشعث والبعد عن الوطن، فلم يعتبر نسيانه. (الجوهرة والطائي والعيني)

(٢) قوله: "فعليه صدقة . . . إلخ " لأن الطهارة ليست من شرط الطواف عندنا، خلافا للشافعي، ودليله قوله عليه السلام: «الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطق، فيكون الطهارة من شرطه، ولنا قوله تعالى: ﴿وَلَيطُوّ فُوا بِالبَيتِ الْعَتِيقِ﴾ من غير قيد الطهارة، فلم تكن فرضًا بالآية، ولا يجوز الزيادة عليه بخبر الواحد؛ لئلا يلزم النسخ، ثم اختلف المشائخ هل هي سنة أو واجبة، فقال ابن شجاع: سنة؛ لأن الطواف يصح بدونها.

وقال أبو بكر الرازى: واجبة، وهو الأصح؛ لأنه يجب بتركها الجابر، ولأن الخبر يوجب العمل، فيثبت به الوجوب. واعلم أن كل موضع فيه صدقة، فالمراد به نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر لا ما يجب بقتل جرادة أو قمّل أو إزالة شعرات قليلة، فإن فيها يتصدق بما شاء، قاله في "العيني" و "الجوهرة".

(٣) لأنه نقص، ثم هو دون طواف الركن، فيكتفى بالشاة.

(٤) قوله: "فعليه شاة" لأنه أدخل النقص في الركن، فكان أفحش من الأول، وهو طواف القدوم، فيجبر بالدم، وكذا لو طاف أكثره محدثًا؛ لأن للأكثر حكم الكل. (الجوهرة)

(٥) قوله: "وإن كان جنبًا، فعليه بدنة" لأن الجناية أغلظ من الحدث، فيجبر بالبدنة إظهارًا للتفاوت بين الجناية والحدث؛ ولأن المنع في الجنابة من وجهين: الطواف، ودخول المسجد، وفي الحدث من وجه واحد، فلتفاحش النقصان أوجبنا البدنة، وكذا إذا طاف أكثره جنبًا، لأن للأكثر حكم الكل. (الجوهرة)

(٦) قوله: "والأفضل أن يعيد الطواف. . . إلخ" وفي بعض النسخ وعليه أن يعيد الطواف والتوفيق بينهما أنه يؤمر بالإعادة في الجنابة إيجابا لفحش النقصان بسبب الجنابة ، وفي الحدث استحباباً بالقصوره بسبب الحدث تم إذا أعاده ، وقد طافه محدثًا ، لا ذبح عليه ، وإن أعاده بعد أيام النحر ؛ لأن بعد الإعادة لا يبقى شبهة النقصان ، كذا في "الهداية" ، وفي "الخجندي" و"الوجيز" : إذا أعاده وقد طافه محدثًا بعد أيام النحر ، فعليه دم عند أبي حنيفة ، وأما إذا أعاده وقد طافه جنبًا إن أعاده في أيام النحر ، لا شيء عليه ، وإن أعاده بعدها لزمه دم بالتأخير عند أبي حنيفة ، وتسقط عنه البدنة . (الجوهرة)

(٧) قوله: "فعليه صدقة" وهو الصحيح؛ لأنه دون طواف الزيارة، وإن كان واجبًا، فلابد من إظهار
 التفاوت بين الواجب والركن، وقوله: وإن كان جنبًا فعليه شاة؛ لأنه نقص كثير، فإن قلت: فينبغى أن يجب
 البدنة كما في طواف الزيارة، قلت: هو دون طواف الزيارة فيكتفى بالشاة. (المسكين والفتح وغيره)

(٨) قوله: "وإن ترك طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها" لأن النقصان بترك الأقل يسير، فأشبه النقصان

 (٩) قوله: "وإن ترك أربع أشواط" بقى محرمًا أبدًا حتى يطوفها؛ لأن للاكثر حكم الكل، فصار كأن لم يطف أصلا، وقوله: بقى محرمًا أي عن النساء دائمًا مستمرًا حتى يطوف للزيارة. (الفتح)

- (١) يعنى لكل شوط صدقة إلا أن يبلغ دمًا، فينقص نصف صاع. (ج)
- (٢) لأنه ترك الواجب، أو الأكثر منه، وما دام بمكة يؤمر بالإعادة إقامةً للواجب في وقته.
- (٣) قوله: "ومن ترك السعى بين الصفا والمروة فعليه شاة" لأن السعى من الواجبات عندنا، فيلزمه بترك المدم، فإن سعى جنبًا، أو سعت المرأة حائضًا أو نفساء، فالسعى صحيح؛ لأنه عبادة تؤدى في غير المسجد كالوقوف. (الجوهرة)
  - (٤) احتراز عن قول الشافعي، فإن السعى عنده مرض كطواف الزيارة. (ج)
- (٥) قوله: "ومن أفاض من عرفات قبل الإمام، فعليه دم " يعنى قبل الإمام وقبل الغروب، فإنه لو أفاض بعد الغروب وقبل الإمام، لا يلزمه شيء، وقال الشافعي رحمه الله: لا شيء عليه في الإفاضة قبل الغروب، لأن الركن أصل الوقت، فلا يلزمه بترك الاستدامة شيء، ولنا: إن نفس الوقوف ركن، واستدامته إلى غروب الشمس واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فادفعوا بعد غروب الشمس أمر، وهو للوجوب، وبترك الواجب يجب الدم، بخلاف ما إذا وقف ليلا، لأنا عرفنا الاستدامة بالسنة، فمن وقف نهاراً لا ليلا فبقي ما وراءه على أصل ما روى من قوله عليه الصلاة والسلام: "من وقف بعرفة ليلا أو نهاراً فقد أدرك الحج" ولو عاد إلى عرفات بعد الغروب، لا يسقط منه الدم في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة أنه يسقط، وإن عاد قبل الغروب ففيه اختلاف المشائخ، والصحيح أنه يسقط عنه الدم على الصحيح، ولا فرق بين أن يفيض باختياره أو ندّ به بعيره. (العيني والفتح والجوهرة)
- (٦) قوله: "ومن ترك الوقوف بجزدلفة، فعليه دم" لأن الوقوف بها واجب، بحلاف ترك البيتوتة بالمزدلفة؛
   لأنه ليس بواجب، فلو ترك البيتوتة بها لا يلزمه شيء. (الفتح)
- (٧) قوله : "فعليه دم" لأنه من الواجبات، ويعني إذا كان قادرًا، أما إذا كان به ضعف أو علة، أو امرأة تخاف الزحام، فلا شيء عليه . (ج)
  - (٨) والترك يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي، وهو اليوم الرابع. (ج)
  - (٩) لتحقق ترك الواجب، ويكفيه دم واحد، لأن الجنس متحد، كما في الحلق. (ج)
  - (١٠) يعني لكل حصاة، وإنما لم يجب دم؛ لأن الكل في هذا اليوم نسك واحد. (ج)

الحَلقَ حَتّى مَضَت أيّامُ النَحرِ، فَعَلَيه دَمٌ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحَمَهُ اللهَ تَعَالى (١)، وَكَذَ لِكَ إِن أَخَّرَ طَوَافَ الزيارَةِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى (٢)، وإذَا قَتَلَ المُحرمُ (٣) صَيداً (٤) أُو دَلّ عَلَيه

(١١) لأنه ترك كل وظيفة هذا اليوم رميًا، وكذا يجب الدم إذا ترك الأكثر منها.

(۱) قوله: "ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر، فعليه دم عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى . . . إلخ واعلم أن ما يفعل يوم النحر أربعة : الرمى والنحر والحلق والطواف، وهذه الترتيب واجب عند أبى حنيفة والشافعي في وجه ، ومالك وأحمد ، فلهذا يجب دم عنده بترك الترتيب ، ولا شيء عندهما ؛ لأنه عليه السلام ما سئل عن شيء قدّم أو أخر إلا قال : "إفعل ولا حرج" ولأن الفائت يستدرك بالقضاء ، فلا يجب مع القضاء شيء آخر ، وللإمام قول ابن عباس رضى الله عنهما : "من قدّم نسكًا على نسك فعليه الدم" والمراد بالحرج المنفى في الحديث الإثم ، لا الفدية ؛ لأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق للضرورة قبل أوانه ، فما ظنّك إذا حلق بغير ضورة . (الفتح)

(٢) قوله: "عند أبي حنيفة [وقالا: لا شيء في الوجهين. (ج)]. . . إلخ" لحديث ابن عباس أنه قال: «من قدّم نسكًا على نسك فعليه دم» أخرجه الطحاوى، ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالإحرام، فكذا التأخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان.

(٣) قوله: "وإذا قتل المحرم... إلخ "أى إن قتل محرم صيدًا، أو دلّ عليه القاتل، فعليه الجزاء، سواء كان القتل بعد العلم بالحرمة أو قبلها، وسواء كان الصيد صيد الحرم أو الحل، وسواء كان عامدًا أو ناسيًا، مباشرًا أو مسببًا، إذا كان متعديًا فيه، كما لو نصب شبكة للصيد، أو حفر له حفيرة، فعطب صيد ضمن، ولو نصب فسطاطًا بنفسه، فتعلق به فمات أو حفر حفيرة للماء أو لحيوان يباح قتله، كالذئب، فعطب فيها، لا شيء عليه، لكن إذا قتل صيدًا في الحرم، كان ينبغي أن يكون عليه جزاء أن: أحدهما: لأجل الإحرام، والآخر: لأجل الحرم، إلا أنه لا يجب عليه إلا جزاء واحد، لأن حرمة الإحرام أفوى؛ لأن المحرم لا يحل له الصيد في الحل الحرم جميعًا، فاستتبع أقواهما أضعفهما. أما وجوب الجزاء في القتل فلقوله تعالى: ﴿وَلا تَقتُلُوا الصيد وَانتُم وأنتُم مَنكُم مَتَعَمَدًا فَجَزَاءٌ مِثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَعَم ﴾ نصَّ على إيجاب الجزاء. وأما في الدلالة فلما روى في حديث أبي قتادة رضى الله عنه: «هل دللتم؟ هل أشرتم؟ هل أعنتم؟ فقالوا: لا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذن فكلوا» ووجه التمسك به أنه لو لم يكن للدلالة أثر في التحريم لما كان في السؤال فائدة.

ثم اعلم أن في وجوب الجزاء على الدال المحرم خمسة شروط: الأول: أن يأخذ المدلول الصيد والدال محرم، فلو حل الدال قبل أخذه، فلا جزاء عليه، والثانى: أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد، حتى لو كان علم به لا يجب الجزاء على الدال، والثالث: أن يصدق المدلول الدال في الدلالة، أي لا يكذبه حتى لو كذبه وأخذ الصيد بدلالة محرم آخر، كان الجزاء على الثاني لا الأول. الرابع: أن يتصل القتل بدلالته. والخامس: أن لا ينفلت الصيد، فلو انفلت عن مكانه ثم أخذه من مكان آخر، لا شيء على الدال. (المسكين والفتح)

(٤) قوله: "صيدًا" واعلم أن الصيد هو الحيوان الممتنع بقوائمه أو بجناحه المتوحش في أصل خلقته البرى مأكولا كان أو غير مأكول، فقولنا: الممتنع احتراز عن الكلب والسنّور، وقولنا: بقوائمه أو بجناحه احتراز عن الحية والعقرب وجميع الهوام، وقولنا: المتوحش احتراز عن الدجاج والبط، وقولنا: في أصل خلقته احتراز عما توحش من النّعم الأهلية وقولنا: البرى احتراز عن صيود البحرو مملوك الصيد و مباحه سواء والسباع كلها صيود.

والصيد نوعان: برى : وهو ما يكون توالده ومثواه في البر، وبحرى : وهو ما يكون توالده ومثواه في الماء؛ لأن التوالد هو الأصل، والكينونة بعد ذلك عارض، فاعتبر الأصل، والبحري حلال للحلال والمحرم، فيجوز له - مَن قَتَلَه، فَعَلَيه الْجَزَاءُ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ العَامِدُ (۱) والنَّاسِي (۲)، والسمُبتَدِئ (۲) والْعَائِدُ (الْ وَالْخَالِهُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُقَوِّمَ الصَيدَ في السمكانِ والجَزَاء (٥) عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وأبى يُوسُف رَحِمَهُ مَا اللهُ تَعَالَى أَنْ يُقَوِّمُه ذَوَا عَدل (٨) . الذي قَتَلهُ فِيهِ (٢)، أو في أقرَبِ المَوَاضِعِ مِنهُ (٧)، إن كَانَ في بَرِيَّةٍ يُقَوِّمُه ذَوَا عَدل (٨) .

اصطياد الكل، وإغا حل للمحرم صيد البحر لقوله تعالى: ﴿أَحِلَّ لَكُم صَيدُ البَحرِ ﴾ والبرى حرام على المحرم إلا ما أمر بقتله رسول الله ﷺ، وهو ما يبتدئ بالأذي غالبًا. (الفتح والمسكين والجوهرة)

- (١) أي في وجوب الضمان.
  - (٢) وكذا الخاطئ.
  - (٣) هو الجانبي أول مرة.
    - (٤) هو الجاني ثانيًا .
- (٥) لأن الموجب لا يختلف.
- (٢) قوله: "عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. . . إلنع" وقال محمد والشافعي: الجزاء ما يشبه الصيد في المنظر إن كان له نظير من النعم، لقوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مثلٌ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَمِ تقديره: فعليه جزاء من النعم مثل المقتول، فمن قال أنه مثله من الدراهم، فقد خالف النص، ولهذا أوجبت الصحابة رضى الله عنهم النظير أي المثل في الصورة حتى يجب في النعامة بدنة، وفي الحمار الوحشي بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي ما لا نظير له كالعصفور يكون مضمونا بالقيمة . ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن الواجب هو المثل، والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى فعند تعذره يعتبر المثل معنى، والمثل صورة بلا معنى لا يعتبر شرعًا، ولهذا لو أتلف مال إنسان، وجب مثله إن كان مثليًا، وإلا فقيمته حتى لو أتلف دابة لا يجب عليه دابة مثلها، مع اتحاد المحسار المخس لا ختلاف المجنس صورة ومعنى وجب حمله على المثل معنى، وهو القيمة، إما لكونه معهودًا في الشرع الوحشى، وإذا تعذر الجنس صورة ومعنى وجب حمله على المثل معنى، وهو القيمة، إما لكونه معهودًا في الشرع ولأن قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلُه منكُم مَتّعَمّدًا فَجَزَاءٌ مثلُ مَا قَتَلُ مِن النّعَم و مثلا للحل، وليس لنا مثل يعم الكل إلا القيمة، والمراد بالنعم الصيد؛ لأن المفظ الواحد لا يتناول معنيين مختلفين، عائد إليه، فلا يقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَله منكُم مَتّعَمّدًا فَجَزَاءٌ مثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَم و مثلا لما مثل يعم الكل إلا القيمة، والمراد بالنعم الصيد؛ لأن اسم النعم يطلق على الوحشى، والمراد بالمنا مثل يعم الكل إلا القيمة، والمراد بالعم، ولأن في قوله تعالى: ﴿ فَاعتَدُوا عَلَيه بِمِثْل مَا اعتَدى عَن الصحابة رضى هذا المثل في الأية القيمة في الضمان بالإجماع، فكذا هذا. (الفتح والمستخلص)
- (٧) قوله: "أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله ، أو في أقرب المواضع [أى من الموضع الذي قتل فيه]. . . إلخ "لاختلاف القيم باختلاف الأماكن، ويعتبر قيمته لحمًا، ولا يعتبر صناعته أى يعتبر من حيث هو هو ، لا من حيث الصفة حتى لو قتل البازى المعلم، فعليه قيمته غير معلم؛ لأن كونه معلمًا عارض، وكذا الحمام الذي يجيء من المواضع البعيدة. (الجوهرة وغيرها)
- (٨) قوله: "ذوا عدل [الواحد يكفي، والاثنان أحوط، وقيل: لا بد من المثنى بالنص. (ج)]" والمراد بالعدل من له معرفة وبصارة بقيمة الصيد لا العدل في باب الشهادة. (الفتح)

ثُم هُوَ مُخَيَّرٌ فَى القِيمَةِ إِن شَاءَ ابتَاعَ بِهَا هَدْيًا فَذَبَحَهُ إِن بَلَغَتْ قِيمَتُه هَدْيًا (()) وإِن شَاءَ اشتَرَى بِهَا طَعَامًا، فَتَصَدَّقَ بِه (<sup>۲)</sup> عَلَى كُلِّ مِسكِين نِصفَ صَاعٍ مِن بُرِّ، أو صَاعًا مِن تَمرٍ، أو صَاعًا مِن تَمرٍ، أو صَاعًا مِن شَعِيرٍ يَومًا، صَاعً مِن شَعِيرٍ يَومًا، وعَن كُلِّ صَاعٍ مِن شَعِيرٍ يَومًا، فَان فَضَلَ مِن الطَعَامِ أَقَلَ مِن نِصفِ صَاعٍ، فَهُوَ مُخَيِّرُ إِن شَاءَ تَصَدَّقَ بِه، وإِن شَاءَ صَامَ عَن كُلِّ فَهُو مُخَيِّرٌ إِن شَاءَ تَصَدَّقَ بِه، وإِن شَاءَ صَامَ عَنهُ يَومًا كَاملاً (").

وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: يَجِبُ في الصَيَّدِ النَظِيرُ فيمَا لهُ نَظِيرٌ (')، ففي الظَبي (<sup>(۱)</sup> شَاةٌ، وفي الظَبي (<sup>(۱)</sup> شَاةٌ، وفي اليَربُوعِ <sup>(۱)</sup> جَفرَةٌ (<sup>(۱)</sup>، ومَن

(۱) قوله: "إن بلغت قيمته هديًا" يعنى ثنيا من المعز، أو جذعا من الضأن، ولا يجوز أن يذبح أدنى من ذلك، بل يتصدق بقيمته أو يصوم، والهدى هو الذى يجوز في الأضحية، ولا يجوز ذبحه إلا في الحرم، ويجوز الإطعام في غير الحرم، والصوم يجوز في غير مكة؛ لأنه قربة في كل مكان، ويجوز الصوم متتابعًا ومتفرقا، ويجوز في الإطعام التغذية والتعشية، كذا في "الجوهرة".

(٢) قوله: "فتصدق به" وهل يجوز في هذه الصدقة أن يتصدق بها على قرابة الولادة؟ قال السرخسي في "الوجيز": لا يجوز كالزكاة، ولا يجوز أن يتصدق بالكل على مسكين واحد، ولا يجوز أن يعطى مسكينًا أقل من نصف صاع. (الجوهرة)

(٣) قوله: "وإن شاء صام عنه يومًا كاملا" لأن صوم بعض يوم لا يجوز، وكذا إذا كان الواجب دون طعام مسكين، بأن قتل عصفوراً أو يربوعًا، ولم يبلغ قيمته نصف صاع، فإنه يطعم الواجب فيه، أو يصوم يومًا كاملا، قال في "النهاية": يجوز للمحرم أن يختار الصوم مع القدرة على الهدى والإطعام عندنا؛ لقوله تعالى تعالى: ﴿أو عَدلُ ذلكَ صِبامًا ﴾ وحرف أو للتخيير، وعند زفر: لا يجوز له الصيام مع القدرة على التكفير بالمال. (الجوهرة)

(٤) قوله: "وقال محمد رحمه الله: يجب في الصيد النظير فيما له نظير" ولا يشترط في النظير قدر القيمة، بل يجوز النظير، سواء كانت قيمة نظيره أقل أو أكثر، وعندهما لا يجوز النظير إلا أن يكون قيمته مساويًا لقيمة المقتول، كذا في "الينابيع"، وأما ما ليس له نظير مثل العصفور والحمامة، فعليه قيمته إجماعًا. (الجوهرة)

(٥) آهو .

(٦) يقال له في الهندية: هنذار، وترجمته في الفارسية بكفتار ليست بصحيح، وتحقيقه في القاموس.

(٧) قوله: "وفى الأرنب [بالفتح: خركوش] عناق [بالفتح: بزغاله ماده شش ماه]. . . إلخ" العناق الأنثى
 من أولاد المعز، وهي مالها ستة أشهر، وهي أكبر من الجفرة ودون الجذع، والجفرة ما تم لها أربعة أشهر، وهي من أولاد المعز أيضًا، واليربوع دويبة أكبر من الفأرة له كوان إذا سدّوا عليه أحدهما خرج من الأخرى. (الجوهرة)

(٨) شتر مرغ.

(٩) بالفتح: موش دشتي.

(۱۰) بزغاله چهار ماه.

جَرَحَ صَيدًا، أو نَتَفَ شَعرَه، أو قَطَعَ عُضواً مِنه (۱) ضَمِنَ ما نَقَصَ من قيمَتِه (۲) وإن نَتَفَ (۱) ريش طَائِرٍ، أو قَطَعَ قَوَائِمَ صَيدٍ، فخَرَجَ به من حَيَّزِ الامتِنَاعِ (۱) فَعَلَيهِ قِيمَتُه كَامِلةً (۱) .

ومَن كَسَرَبَيضَ صَيدٍ، فَعَلَيهِ قِيمَتُه (١)، فإن خَرَجَ من البَيضَةِ فَرخٌ مَيّتٌ، فَعَلَيهِ قِيمَتُه لَا ا

ولَيسَ في قَتلِ الغُرَابِ (^) والحِدأة (٩) والذبب ('') والحَيَّة ('') والعَقرَبِ ('') والفَأرَة (''') والكَلبِ العَقُورِ ('١) جَزَاءٌ، ولَيسَ في قَتلِ البَعُوضِ ('') والبَرَاغِيثِ (''') والقُرادِ (''') شَيءٌ، ومَن

<sup>(</sup>١) يعني ولم يخرجه من حيز الامتناع، أما إذا أخرجه ضمن قيمة كاملة كما لو قتله.

<sup>(</sup>٢) قوله: "ضمن ما نقص من قيمته" هذا إذا لم يمت، أما إذا مات من الجرح، تجب قيمته كاملة، وهذا إذا بقى للجرح أثر، أما إذا لم يبق لم أثر، لم يجب شيء، وهذا أيضًا إذا لم ينبت الشعر، أما إذا نبت لم يجب شيء، ولم يعلم أنه مات، أو برئ يضمن جميع القيمة استحسانًا، كذا في "المحيط". (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>٣) برکند.

<sup>(</sup>٤) أي لا يحفظ نفسه من الغير.

<sup>(</sup>٥) قوله: "فعليه قيمته كاملة" لأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع، فيغرم جزاءه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) قوله: "ومن كسر بيض صيد، فعليه قيمته" لأنه أصل الصيد، فتجب قيمة البيض، وكذا إذا شواه، وهذا إذا لم يكن مذرًا (أي فاسدا وخرابا)، أما إذا كان مذرًا لا شيء عليه، وكذا إذا كسر بيض نعامة، فعليه قيمته؛ لما قلنا. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) قوله: "فعليه قيمته حيّا" وهذا استحسان، لأنه يجوز أن يكون حيّا فمات من ضربه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٨) قوله: "ليس في قتل الغراب [زاغ]" أطلقه، فعمّ القتل في الإحرام أو الحرم، والمراد من الغراب الذي يأكل الجيف، أما العقعق وغراب الزرع ففيهما الجزاء. (الجوهرة و الفتح)

<sup>(</sup>٩) قوله: "والحدأة [زغن]. . . إلخ" لقوله عليه الصلاة والسلام: «خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والحيرب والفأرة والكلب العقور» . (الفتح والمستخلص)

<sup>(</sup>١٠) قوله: "والذئب [گرگ]" وهو رواية الكرخي، واختارها صاحب الهداية؛ لما ورد من أمره عليه الصلاة والسلام بقتل الذئب والفأرة والحدأة والغراب، رواه ابن أبي شيبة، والحدأة على وزن غلبة طائر يصيد الفأرة البرية. (العيني ومسكين والفتح)

<sup>(</sup>۱۱) مار.

<sup>(</sup>۱۲) کژدم.

<sup>(</sup>۱۳) موش

<sup>(</sup>١٤) قوله: "والكلب العقور [سك گزنده]" من العقر، وهو الجرح، وبالفارسي: سك گزنده، وعن أبي حنيفة الكلب العقور وغيره والمستأنس والمتوحش منه سواء، وعنه لا يجب أيضًا شيء بقتل السنّور، ولو كان

قَتَلَ قُمَّلَةً (١) تَصَدَّقَ بَمَا شَاءَ (٢) ، ومَن قَتَلَ جَرَادَةً تَصَدَّقَ بَمَا شَاءَ (٣) ، وتَمرَةٌ خَيرٌ من جَرَادَةً (١) .

ومَن قَتَلَ ما لا يُؤكَلُ لَحمُهُ من السِبَاعِ (٥) ونَحوِهَا (١)، فَعَلَيهِ الجَزَاءُ، ولا يَتَجَاوَزُ بقِيمَتِها

شَاةً<sup>(٧)</sup> .

برياً، وعن أبى يوسف أن الأسد بمنزلة الكلب العقور، وفي ظاهر الرواية: السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب، وقيد بالعقور اتباعًا للحديث، مع أن العقور وغيره سواء أهليًا كان أو وحشيًا؛ لأن غير العقور ليس بصيد، فلا يجب الجزاء بقتله، ولكن لا يحل قتل ما لا يؤذى إذا لم يكن تمه ضرر. (الفتح والعيني)

(١٥) قوله: "وليس في قتل البعوض [پشه]. . . إلخ" لأنها ليست بصيود، وليست بمتولدة من البدن، ثم هي موذية بطباعها، فلا يجب الجزاء بقتلها، والمراد بالنمل السوداء أو الصفراء التي تؤذي، وما لا يؤذي لا يحل قتلها، ولكن لا يجب الجزاء للعلة الأولى، وهي عدم كونه صيدا، وفي البوم الجزاء. (الجوهرة وغيرها)

- (١٦) کيك.
- (۱۷) کنه بهندی: کلنی.
  - (١) سيش.
- (٢) قوله: "تصدّق بما شاء" بمثل كف من طعام أو كسرة من خبز، لأنها متولدة من التفث، أي الوسخ والدرن الذي على البدن، قال في "الجوهرة": هذا إذا أخذها من بدنه، أو رأسه، أو ثوبه، أما إذا أخذها من الأرض فقتلها، فلا شيء عليه.
- (٣) قوله: "تصدّق بما شاء [ولا شيء في ذبح السلحفاة؛ لأنه من الهوامّ]" لأن الجراد من صيد البر، فإن قلت: روى أبو حنيفة عن أبي هريرة أن الجراد من صيد البحر، فيجوز قتله، كما جوزه بعضهم بهذه الرواية، قلتُ: إن الجراد من صيد البر، وذلك مشاهد، والمراد في الحديث مشاركته لصيد البحر في حكم الأكل من غير ذكاة. (الجوهرة وغيرها)
- (٤) قوله: "تمرة خير من جرادة" إنما قال هذا: تبركًا بقول عمر رضى الله عنه، فإنه روى أن قومًا من أهل حمص أصابوا جرادًا وكانوا محرمين، فسألوا كعب الأحبار، فأوجب عليهم في كل جرادة درهمًا، فذكروا ذلك لعمر رضى الله عنه، فقال: ما أكثر دراهمكم يا أهل حمص، تمرة خير من جرادة. (الجوهرة)
  - (٥) كالأسد والفهد والنمر والضبع وغير ذلك.
  - (٦) يعني سباع الطير كالبازي والصقر وشبههما.

(٧) قوله: "ولا يتجاوز [وينقص من ذلك] بقيمتها شاة" بالرفع، كما في قولهم: سير بريد فرسخان، كذا في "النهاية"، وعدم المجاوزة بالنسبة لما يجب حقّا لله تعالى حتى لو كان السبع مملوكًا، وجب عليه قيمتان: إحداهما للمالك، ولا يعتبر فيها عدم المجاوزة، بل تجب بالغة ما بلغت، والأخرى حقّا لله، لا تتجاوز قيمة شاة.

وقال زفر: تجب قيمته بالغة ما بلغت، اعتباراً بمأكول اللحم، ولنا أن قيمته باعتبار اللحم والجلد لا تزيد على قيمة الشاة، وهو المعتبر في حق الضمان، ولا تعتبر زيادة قيمته لأجل تفاخر الملوك، ولأن الصيد إنما حرّم من حيث إنه ارتفاق وهو جناية على الإحرام، فلا يزاد فيه على الدم. (العيني والفتح والجوهرة)

وإن صَالَ السَبُعُ عَلَى مُحرِمٍ، فقَتَلَهُ، فلا شَىءَ عَلَيهِ (۱)، وإن اضطرَّ المُحرِمُ إلى أكلِ لَحم الصَيد، فقَتَلَهُ، فَعَلَيه الجَزَاءُ<sup>(٢)</sup>.

ولا بَأْسَ (٢) بأن يَذ بَحَ المُحرمُ الشَاةَ (١) والبَقَرَةَ (٥) والبَعيرَ (١) والدَجَاجَ (٧) والبَطّ الكسكرى $^{(\wedge)}$ ، وإن قَتَلَ حَمَامًا مُسَروَلًا $^{(\circ)}$ ، أو ظَبِيًا مُستأنسًا، فَعَلَيه الجَزَاءُ $^{(\cdot\,\cdot)}$ .

وإن ذَبَحَ المُحرمُ صَيدًا، فذَبيحَتهُ مَيتَةٌ، لا يَحلُّ أكلُهَا (١١)، ولا بَأسَ (١٢) بأن يَأكُلَ

- (١) لأن المحرم ممنوع عن التعرض، لا عن دفع الأذى.
- (٢) قوله: "فعليه الجزاء" لأن الإذن مقيد بالكفارة بالنص، وهو قوله تعالى: ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ فإنه وإن ورد في الحالق المعذور ، إلا أن المضطر ألحق به دلالة ، ثم إذا لم يؤد الجزاء حتى أكل ، فعليه جزاء واحد، ويتداخلان إجماعًا، وإن أدى الجزاء ثم أكل وجب أيضًا قيمة ما أكل عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لاشيء عليه. (الجوهرة وغيرها)
  - (٣) لأن هذه الأشياء ليست بصيود.
    - (٤) گو سفند.
      - (٥) گاؤ.
      - (٦) شتر .
    - (٧) خروس.
- (٨) قوله: "والبط الكسكرى" المراد بالبط الكبار التي تكون في المنازل؛ لأنه غير ممتنع، أما الذي يطير فإنه ممتنع متوحش، وقيد بالكسكري وهو كبار الأوز احترازًا عن بط غير الكسكري، وهو الذي يطير، فإنه صيد، وكسكر ناحية من نواحي بغداد. (الجوهرة)
  - (٩) كبوتر پا موز، المسرول ما في رجلها ريش كأنه سراويل. (ج)
  - (١٠) لأنهما يتوحشان في أصل الخلقة، والاستئناس عارض. (ج)
- (١١) قوله: "وإن ذبح المحرم صيدًا، فذبيحته ميتة، لا يحل أكلها" وكذا ما ذبحه الحلال من صيد الحرم، وإنما قال: لا يحل أكلها، وقد ذكر أنه ميتة؛ لأنه ربما يتوهم أنه ميتة يحل أكلها كالسمك، فأزال الوهم بذلك، أو يحتمل أنه ميتة على المحرمين دون الحلال، فزاده بيانًا بقوله: لا يحل أكلها لأحد.

وقال الشافعي: لا يحل للمحرم القاتل، ويحل لغيره؛ لأن الذكاة موجودة حقيقة، فتعمل عملها غير أنه حرم على الذابح لإرتكابه النهي، فيبقى في حق غيره من المحرمين، أو في غيرهم، بل في حق نفسه بعد التحلل على الأصل، ولنا أنه تعالى سماه قتلا، فدل على أنه ليس بذكاة. (الجوهرة والعيني والفتح)

(١٢) قوله: "ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه [حلال]" لحديث أبي قتادة؛ لأنه لم يصد حمار الوحش لنفسه خاصة، بل صادله ولأصحابه وهم محرمون، فأباحه لهم رسول الله عَيْق، ولم يحرمه بإرادته أن يكون لهم، هكذا قاله الطحاوي، وقال الشافعي ومالك: إن اصطاده الحلال لأجل المحرم، لا يحل له تناوله؛ لقوله عليه السلام: «الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم» رواه أبو داود والترمذي. قلنا: ضعفه يحيى بن معين، ولئن صحَّ فهو محمول على ما إذا صيد له بأمره، كذا في "العيني". المُحرِمُ لَحمَ صَيد اصطادَهُ حَلالٌ وذَبحَهُ (١) إذَا لَم يَدُلّه المُحرِمُ عَلَيه، ولا أَمَرَه بصَيد ه (٢) وفي صَيد الْحَرَمِ إذا ذَبَحَهُ الحَلالُ الجَزَاءُ (٣) وإن قَطَعَ حَشِيشَ الحَرَمِ (١) أو شَجَرَه الذي لَيسَ بَملُوكِ ولا هُوَمِمّا يُنبِتُه النَاسُ، فَعَلَيه قِيمَتُه (٥) .

وكُلُّ شَىء فَعَلَه القَارِنُ مِمّا ذَكَرِنَا أَنَّ فِيهِ عَلَى المُفرِدِ دَمًا، فَعَلَيهِ دَمَانِ: دَمٌّ لِحَجَّتِه، وَدَمٌ لعُمرَتِه (٢)، إلا أَن يَتَجَاوَزَ المَيقَاتَ مِن غَيرِ إحرَامٍ (٧)، ثُمَّ يُحرِمُ بالعُمرَةِ والحَجّ، فيَلزَمُهُ دَمٌ

<sup>(</sup>١) قوله: "اصطاده حلال وذبحه" أي اصطاده في الحل، أما إذا اصطاده من الحرم، لا يحل أكلها، قوله: ذبحه، أي ذبحه الحلال في الحل؛ لأن ما ذبحه الحلال في الحرم محرم وميتة. (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>٢) قوله: "إذا لم يدله المحرم عليه، ولا أمره بصيده" وإنما قيّد الحل بعدم الدلالة والأمر؛ لأنه لو دل أو أمر لا يحل، وعليه الجزاء، وكما يجب الجزاء بالدلالة فكذا بالإشارة، بشرط أن لا يكون للقاتل علم بالصيد قبل الدلالة أو الإشارة. (العيني والفتح)

<sup>(</sup>٣) لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم، قال عليمه السلام في حديث فيمه طول: «ولا ينفر صيدها»، ولا يجزئه الصوم؛ لأنها غرامة، وليست بكفارة فأشبه ضمان الأموال.

<sup>(3)</sup> قوله: "وإن قطع حشيش الحرم أو شجره . . . إلخ " اعلم أن شجر الحرم أربعة أنواع ، ثلاثة منها يحل قطعها ، والانتفاع بها ، وواحد لا يحل قطعه وعليه قيمته ، فالثلاثة كل شجر ينبته الناس ، وهو من جنس ما ينبته الناس ، وكل شجر ينبت بنفسه وهو مما ينبتونه ، وكل شجر أنبته الناس ، وهو مما لا ينبتونه ، والواحد كل شجر ينبت بنفسه ، وهو مما لا ينبتونه ، فيستوى فيه أن يكون مملوكا لإنسان أو لم يكن حتى قالوا : لو نبتت أم غيلان بنفسها في أرض رجل ، فقطعها قاطع ، فعليه قيمتان ، قيمة لمالكها ، وقيمة أخرى لحق الشرع ، وحاصله أنه لا يجب الجزاء في الشجر إلا فيما اجتمع فيه شرطان ، أن ينبت بنفسه ، وأن يكون مما لا ينبته الناس ، وقول الشيخ الذى ليس بمملوك فيه إشكال من حيث إنه قد يكون مملوكا ويجب به الجزاء ، كما إذا قلع شجراً نبت في أرض غيره ، وهو مما لا ينبته الناس ، فإنه يجب فيه قيمتان ، قيمة للمالك ، وقيمة لحق الله ، وبهذا قال المالكي رحمه الله تعالى : صوابه الذى ليس بمنبت ليحترز مما إذا أنبت ما ليس بمنبت ، فإنه لا شيء فيه . قوله : وإن قطع حشيش الحرم أو شجره ، يعنى الرطب منه ، أما إذا قطع اليابس فلا شيء فيه ؛ لأنه ذلك في حكم الحطب ، وليس بنام ، ولهذا جاز أخذ الكماة منه لعدم نمواء ، (الجوهرة والفتح) الليابس ، والمحرم والحلال في ذلك سواء . (الجوهرة والفتح)

<sup>(</sup>٥) إلا فيما جفّ منه؛ لأن حرمتهما ثبت بسبب الحرم، قال ﷺ: «لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها».

<sup>(</sup>٦) قوله: "فعليه دمان، دم لحجته ودم لعمرته" وكذا الصدقة، وهذا إنما يعنى بها الج ايات التي لا اختصاص لها بأحد النسكين، كلبس المخيط والتطيب والحلق والتعرّض للصيد، أما ما يختص بأحدهما فلا، كترك الرمى وطواف الصدر، كذا في "الجوهرة"، يعنى على القارن بفعل شيء من محظورات إحرامه دمان، أو صدقتان لا مطلقاً، إذ لو ترك واجباً من واجبات الحج، أو قطع نبات الحرم، لم يتعدد الجزاء؛ لأنه ليس جناية على الإحرام، وقال الشافعي: على القارن دم واحد بناء على أنه محرم بإحرام واحد عنده؛ لأنه يقول بالتداخل، وعندنا محرم بإحرامين، وقد جنى عليهما، فيجب عليه دمان، وذكر شيخ الإسلام أن وجوب الدمين على القارن

واحد

وإذَا اشتَرَكَ مُحرِمَانِ في قَتلِ صَيدِ الحَرَمِ، فعَلى كُلَّ وَاحد مِنهُمَا الجَزَاءُ كَامِلاً(۱)، وإذَا اشتَرَكَ حَلالانِ في قَتلِ صَيدِ الحَرَمِ، فعَلَيهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ(۲)، وإذَا بَاعَ المُحرِمُ صَيدًا، أو ابتَاعَهُ، فالبَيعُ (٢) بَاطلٌ (١).

فيما إذا كان قبل الوقوف بعرفة، وأما بعد الوقوف ففي الجماع يجب دمان، وفي غيره من المحظورات دم واحد، كذا في "فتح الله المعين على شرح ملا مسكين".

(٧) قوله: "إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. . . إلخ" أى على القارن دمان في كل صورة يجب على المفرد فيها دم إلا في صورة واحدة ، وهي صورة مجاوزة الميقات بلا إحرام ، ثم أحرم بعد المجاوزة بالحج والعمرة داخل الميقات ، فيلزمه دم واحد عندنا ، وقال زفر : يلزمه دمان ؛ لأنه أخر الإحرامين من الميقات ، فيلزمه لكل واحد منهما دم اعتباراً بسائر المحظورات ، ولنا أن الواجب عليه إحرام واحد لأجل تعظيم البقعة ، ولهذا لو أحرم من الميقات بالعمرة ، وأحرم بالحج داخل الميقات ، لا يجب عليه شيء ، وهو قارن ، وبترك واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد ؛ لأن الواجب عليه عند دخول الميقات أحد النسكين ، فإذا جاوزه بغير إحرام ، ثم أحرم بهما ، فقد أدخل النقص على ما هو المستحق عليه ، وهو أحدهما ، فلزمه جزاء واحد . (الفتح)

(١) قوله: "وإذا اشترك محرمان في قتل صيد الحرم [قيد الحرم ليس احترازيّا]، فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا" سواء كان صيد الحرم أو الحل، ولو كانوا عشرة أو أكثر، فعلى كل واحد منهم جزاء كامل.

وقال الشافعي: عليهما جزاء واحد؛ لأن ما يجب بقتل الصيد بدل محض، ألا ترى أنه يزداد الواجب بكبره، وينقص بصغره، ولو كان كفارة لما اختلف باختلاف المتلف، ككفارة القتل لا تختلف باختلاف قيمة العبد المقتول، فصارا كحلالين اشتركا في قتل صيد الحرم. ولنا: إن هذا كفارة، أى جزاء الجناية، وبدل المحل؛ لأنه تعالى سماه جزاء بقوله: ﴿فَجَزاءٌ مثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ فجمعنا بين الأمرين عملا بالدليلين، بخلاف الحلالين، ولأن المحرم في المحرمين الإحرام وهو متعدد، وفي الحلالين الحرم وهو واحد. (الجوهرة والعيني والفتح)

(۲) قوله: "وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم [قيد الحرم احترازي]، فعليهما جزاء واحد" لأن الواجب فيه بدل المحل لا جزاء الجناية حتى لا مدخل للصوم فيه، فلا يتعدد إلا بتعدد المحل، كرجلين قتلا رجلا خطأ، يجب عليهما دية واحدة؛ لأنها بدل المحل، بخلاف المحرمين؛ لأن الواجب هناك جزاء الجناية، ولهذا يتأدى بالصوم. وإذا اشترك محرم وحلال في قتل صيد الحرم، فعلى المحرم جميع القيمة، وعلى الحلال نصفها، وإذا اشترك حلال وقارن في قتل صيد الحرم، فعلى الحلال النصف، وعلى القارن جزاء آن، وإن اشترك حلال ومفرد وقارن، فعلى الحلال الثلث، وعلى المفرد جزاء واحد كامل، وعلى القارن جزاءان، ولو اجتمعوا على قتل صيد وهم غير محرمين، فعليهم قيمة واحدة، ولايجزى عنهم الصوم، والصيد ميتة لا يحل أكله (الفتح والجوهرة)

(٣) قوله: "فالبيع باطل" وعلى البائع والمشترى جزاءه إذا كانا محرمين، وهذا إذا اصطاده وهو محرم، وباعه وهو محرم، وباعه وهو محرم، فالبيع فاسد، والفرق بين الباطل والفاسد يأتيك في البيوع إن شاء الله تعالى، ولو اصطاده وهو محرم، وباعه وهو حلال، جاز البيع، كذا في "الجوهرة".

(٤) قوله: "باطل" لأنه إن باعه حيّا، فقد تعرض للصيد الآمن، وهو منهيّ عنه، وإن باعه بعد ما قتله، فقد باع ميتة؛ لأن الشارع أخرجه عن أهلية الذبح، وهذا الدليل أيضًا يجرى في شراءه، وأطلق الشيخ، فأفاد أن بيع

## بابُ الإحصَار<sup>(١)</sup>

إِذَا أُحصِرَ المُحرِمُ بِعَدُوًّ، أَو أَصَابَهُ مَرَضٌ يَمنَعُه من المَضِي (٢)، جَازَلَه التَحَلّل (٢)، وقيلَ لَه (٤): ابعَث شَاةً (٥) تُذبَحُها فِيه، أَم ووَاعِدْ مَن يَحمِلُهَا (٧) يَومًا بعَينِه يَذبَحُها فِيه، ثُمّ

المحرم باطل، ولو كان المشترى حلالا، وأن شراءه باطل، ولو كان البائع حلالا، وأما الجزاء فإنما يكون على المحرم. (الفتح)

(۱) قوله: "باب الإحصار" لما كان التحلل بالإحصار نوع جناية بدليل أن ما يلزمه من الهدى ليس له أن يأكل منه، ذكره عقب الجنايات وأخره؛ لأن مبناه على الاضطرار، وتلك على الاختيار، وإنما قدّمه على الفوات لأنه وقع للنبي على المنتجار، وإنما قدّمه على الفوات ما وقع جداً، وهو في اللغة المنع، يقال: حصره العدو وأحصره المرض، وفي الشرع عبارة عن منع المحرم عن الوقوف والطواف بعذر شرعى يباح له التحلل بالدم بشرط القضاء عند الإمكان، فإذا قدر على أحدهما، أي على الوقوف أو الطواف، فليس بمحصر، والأولى أن يعرف الإحصار بأنه منع المحرم عن المضى على إتمام أفعال ما أحرم لأجله. (الفتح والجوهرة والعيني)

- (٢) إلى الحج أو العمرة.
- (٣) قوله: "جاز له التحلل" والمرادبه أن يفعل بعد الذبح شيئًا من محظورات الإحرام. (الفتح)
- (٤) قوله: "وقيل له: ابعث. . . إلخ" وإذا بعث المحصر بالهدى إن شاء أقام في مكانه، وإن شاء رجع ولا شيء عليه لو سرق بعده، لكن لو أكل الذابح منها شيئًا، ضمن قيمة ما أكل إن كان غنيا، ويتصدق باللحم عن المحصر . ولو كان المحصر معسراً بقى محرماً إلى أن يحج إن زال الإحصار قبل فوات الحج، أو يتحلل بالطواف إن استمر الإحصار إلى فوات الحج. (فتح المعين)
- (٥) قوله: "ابعث شاة [أو بقيمتها، ولا يجوز التحلّل إلا بعد الذبح] تدبح في الحرم. . وإلخ" إنما تبعث إلى الحرم لأن دم الإحصار قربة، والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان على ما مر، فلا يقع قربة دونه، فلا يقع به التحلل، وإليه (أي إلى كون دم الإحصار قربة) الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلا تَحلقُوا رُؤُوسَكُم حَتّى يَبلُغَ الهَدى مَحلّه وإن الهدى اسم لما يهدى إلى الحرم، وقال الشافعي رحمه الله: لا يتوقف به؛ لأنه شرع رخصة، والتوقيت يبطل التخفيف. قلنا: المراعي أصل التخفيف لا نهايته، ويجوز في الهدى الشاة؛ لأن المنصوص في قوله تعالى: ﴿ وَمَا استَيسَرَ مِنَ الهدى والشاة أدناه، وتجزئه البقرة والبدنة، كما في الضحايا، أي يجزئه سبع البقرة والإبل، كما في الأضحية، وليس المراد بما ذكرنا بعث الشاة بعينها؛ لأن ذلك قد يتعذر، بل له أن يبعث بالقيمة حتى تشترى الشاة هنالك، أي في الحرم، وتذبح عنه، وقوله: ثم تحلل إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وعن أبي يوسف روايتان، في رواية: يجب، وفي رواية: لا يجب. (العيني والفتح والجوهرة)
- (٦) قوله: "تذبح في الحرم. . . إلخ" وتقييده بالحرم إشارة إلى أنه في الحل، فإن كان في الحرم، وذبح فكأنه حل، وإن ذبح عنه في غير الحرم، أو لم يذبح في اليوم الذي واعدهم فيه، فحل وهو لا يعلم، فعليه دم لإحلاله، وهو على إحرامه، كما كان حتى يذبح عنه . (الجوهرة)
- (٧) قوله: "وواعد. . . إلخ" إنما يواعدهم على قول أبي حنيفة؛ لأن دم الإحصار عنده لا يتوقف بيوم النحر، وعندهما: هو موقت بيوم النحر، فلا يحتاج إلى المواعدة. (الجوهرة)

مختصر القدورى كتاب الحج تحكلًل، فإن كَانَ قَارِنًا بَعَثَ دَمَينِ (١)، ولا يَجُوزُ ذَبحُ دَمِ الإحصَارِ إلاّ في الحَرَم، ويَجُوزُ ذَبحُهُ قَبلَ يَوم النَحرِ (٢) عِندَ أبي حَنيفَةَ .

وقَالاً (٣): لا يَجُوزُ الذَبْحُ للمُحصَربا لَحَجّ إلاّ في يَوم النَّحر، ويَجُوزُ للمُحصَربالعُمرَة أَنْ يَذْبَحَ مَتى شَاءَ (١)، والمُحصَرُ بالحَجّ (١) إذا تَحَلَّلَ فَعَلَيه حَجّةٌ وعُمرَةٌ (١)، وعَلى المُحصر بالعُمرَة القَضاءُ(٧)، وعَلى القَارِن حَجَّةٌ وعُمرَتَان (٨)، وإذَا بَعَثَ المُحصَرُ هَديًا، ووَاعَدَ هُم أن

(١) قوله: "بعث دمين [لاحتياجه إلى التحلُّل عن إحرامين. (ج)]" ولا يحتاج إلى أن يعين هذا للعمرة، وهذا للحج، فلو بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج، ويبقى في إحرام العمرة، لم يتحلل عن واحد منهما؛ لأن التحلل منهما لم يشرع إلا في حالة واحدة، فلو تحلل عن أحدهما دون الآخر يكون فيه تغيير المشروع. (الفتح) (٢) وكذا بعده.

- (٣) قوله: "وقالا: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر . . . إلخ " اعتبارًا بهدي المتعة والقران، وله أي لأبي حنيفة قوله تعالى: ﴿وَلا تَحلقُوا رُؤوسَكُم حَتَّى يَبلُغَ الهَديُ مَحلِّه﴾ فخصه بمكان ولم يخصه بزمان؛ ولأنه دم كفارة حتى لا يجوز الأكل منه، فيختص بالمكان دون الزمان، كدماء الكفارات، بخلاف دم المتعة والقران؛ لأنه دم نسك، كذا في "الجوهرة".
- (٤) قوله: "متى شاء" يعنى بالإجماع؛ لأن العمرة لا يختص التحلل منها بيوم النحر، فلا يختص هدى الإحصار فيها بيوم النحر. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "والمحصر بالحج إذا تحلل . . . إلخ " سواء كان الحج فرضًا أو تطوعًا، وقال الشافعي: إن كان الحج فرضًا فعليه حجة؛ لأنه شارع في الحج لا غير، فلا يلزمه غيره كالمحصر بالعمرة، ولنا: إنه لزمه الحج بالشروع، وتلزمه العمرة بالتحلل؛ لأنه في معنى فائت الحج، وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة، فإن لم يأت بها قضاها، فكذا هذا، وأيضًا عنده إن كان الحج نفلا لا قضاء عليه؛ لأن المتطوع أمير نفسه، ولنا: إن الشروع ملزم للنهي عن إبطال العمل، فعليه القضاء، وكذا رُوي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. (العيني والفتح)
- (٦) قوله: "فعليه حجة وعمرة [فالحج بالشروع، والعمرة للتحلُّل. (ع وط)]" هذا إذا قضي الحج من قابل، أما إذا قضاه من عامه ذلك، لم يلزمه العمرة؛ لأنه ليس في معنى فائت الحج. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "وعلى المحصر بالعمرة القضاء" لأن الإحصار منها متحقق، وقال مالك والشافعي: لايتحقق؛ لأنها لا تتوقف. ولنا أن النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم أحصروا بالحديبية، وكانوا عمارًا، فحلق النبي ﷺ، وأمر أصحابه بذلك، فكانت تسمى عمرة القضاء، ولأن التحلل ثبت لدفع ضرر امتداد الإحرام، والحج والعمرة في ذلك سواء. فإن قلت: قد ذكرتم أن المحصر لا يحتاج إلى الحلق عند أبي حنيفة ومحمد، والنبي ﷺ حلق بالحديبية؟ قلت: ذكر أبو بكر الرازي أن المحصر إنما لا يحتاج إلى الحلق إذا أحصر في الحل، أما إذا أحصر في الحرم فإنه يحلق؛ لأن الحلق عندهما موقت بالحرم، ورسول الله ﷺ كان محصرًا بالحديبية، وبعضها من الحرم. (الجوهرة والفتح)
- (٨) قوله: "وعلى القارن حجة وعمرتان" أما الحج وإحداهما فلما بيّنا في المفرد، والثانية لأنه خرج بعد صحة الشروع فيها، كذا في "الهداية"، وفي "الجوهرة": هذا إذا لم يقرن من عامه ذلك، أما إذا قرن من عامه

يَذبَحُوه في يَوم بعينِه، ثُمّ زَالَ الإحصَارُ، فإن قَدرَ عَلى إدرَاكِ الهَدْي والحَجِّلم يَجُزْلَه التَحَلُّلُ، ولَزمَه المَضيِّ(١)، وإن قَدَرَعَلى إدرَاكِ الهَدْى دُونَ الحَجّ تَحَلَّلَ(٢)، وإن قَدرَ عَلى إدرَاك الحَجّ دُونَ الهَدْي (٢)، جَازَلَه التَحَلّلُ استِحسَانًا (١)، ومَن أُحصِرَ بَكَّةَ وهُوَ مَمنُوعٌ عَن الوُقُوف والطَوَاف، كَانَ مُحَصَرًا (٥)، وإن قَدَرَ عَلَى إدرَاكِ أَحَدِ هِمَا، فلَيسَ بُحصَر (٦).

بابُ الفَوَات<sup>(٧)</sup>

ومَن أحْرَمَ بِالحَجِ" ، فَفَاتَه الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، حَتّى طَلَعَ الفَجْرُ مِن يَوم النَّحرِ، فقَد فَاتَه الحَجُ<sup>(١)</sup>، وعَلَيه أَن يَطُوفَ ويَسعَى، وتَحلَّلَ ويَقضِى الحَجَّ مِن قَابِلِ (''')، ولا دَمَ عَلَيه ِ<sup>(''')</sup>،

ذلك، سقطت عنه العمرة الثانية، كما في المفرد إذا حج من عامه ذلك.

- (٤) قوله: "جاز له التحلل استحسانًا [لأن الهدي محلل، والقياس أن لا يجوز له التحلل لقدرته على الأصل. ]" لأنه لو لم يتحلل يضيع ماله مجانًا، وحرمة المال كحرمة النفس، والأفضل أن يتوجه؛ لأن فيه إيفاء بما التزم كما التزم، وقال زفر: لا يجوز له التحلل، وهو القياس. (العيني والفتح)
  - (٥) لأنه تعذر عليه الإتمام. (ج)
- (٦) قوله: "فليس بمحصر. . . إلخ" أما إذا قدر على الطواف دون الوقوف فلأن فائت الحج يتحلل به، والدم بدل عنه في التحلل، فلا حاجة إلى الهدى، وأما إذا قدر على الوقوف فقدتمٌ حجه، ولا يكون محصرًا. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "باب الفوات" وإنما قال هنا: الفوات مفردًا، وفي الصلاة الفوائت جمعًا؛ لأن الصلوات جمع، والحج واحد، لا يجب في العمر إلا مرّة واحدة، كذا في "الجوهرة"، وأخره عن الإحصار؛ لأنه إحرام وأداء، والإحصار إحرام بلا أداء، والمفرد مقدم على المركب، كذا في "البناية".
  - (٨) فرضاً كان أو نذراً أو تطوعاً صحيحاً أو فاسداً.
    - (٩) لأن الحج عرفة. (ج)

<sup>(</sup>١) قوله: "لم يجز له التحلُّل، ولزمه المضي" لزومًا لأداء الحِج لزوال العجز، ولا يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على الأصل، فإذا أدرك هديه، صنع به ما شاء. (الجوهرة والعيني والطائي)

<sup>(</sup>٢) يذبح الهدى بعجزه عن الأصل. (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: "وإن قدر على إدراك الحج دون الهدى . . . إلخ "وهذا التقسيم لا يستقيم على قولهما ؛ لأن دم الإحصار عندهما موقت بيوم النحر، فمن يدرك الحج فإنه يدرك الهدى، وإنما يستقيم على قول أبي حنيفة لعدم توقيت الدم بيوم النحر عنده، وذكر المكي أن هذا التقسيم يتصور أيضًا على الإجماع، كما إذا حصر في غرفة وأمرهم بالذبح عند طلوع الفجر يوم النحر، فزال الإحصار قبل الفجر بحيث يدرك الحج دون الهدي؛ لأن الذبح بمني. ولو أن المحصر ذهب إلى القضاء في عامه ذلك بعد ما تحلل بالذبح عنه، فإنه يقضي بإحرام جديد، وعليه قضاء الحج لا غير ؛ لأنه لم يفت عليه الحج في ذلك العام. (الجوهرة)

والعُمرَةُ لا تَفُوتُ (١) وهِي جَائِزَةٌ في جَميع السّنَة (٢) إلا خَمسَةَ أَيَامٍ يُكرَهُ فِعلُها فِيهَا (٢): يَومُ عَرَفَةَ، ويَومُ النّحروأيامُ التَشريق، والعُمرَةُ سُنّةٌ (١)، وهِي الإحرَامُ والطَوَافُ والسَعيُ .

(١٠) قوله: "ويقضى الحج من قابل" لما روى ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أن رسول الله على الله عرفة بليل، فقد فاته الحج، فليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل، رواه الدارقطنى، ولا يجب عليه الدم عندنا، ولهذا قال المصنف: بلادم؛ لأنه لم يرتكب الجناية، وقد أتى بأحد موجبى الإحرام، وقال الشافعى: يجب عليه الدم مع القضاء، وهو قول حسن ابن زياد؛ لأنه روى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وهو محمول عندنا على الاستحباب؛ لأن التحلل وقع بأفعال العمرة، والدم بدل عنها، فلا يجمع بينهما، ثم عند الطرفين إحرامه باق، ويتحلل بأفعال العمرة، وقال أبو يوسف: يصير إحرامه إحرام العمرة؛ لأن أداء أفعالها المحرام غيرها غير متصور فتعين قلب الإحرام. ولهما: أنه لا يمكن جعل إحرامه للعمرة إلا بفسخ إحرام الحج بإحرام الحج فيه، ولا سبيل إليه؛ لأن الإحرام متى انعقد صحيحًا لا يمكنه الخروج عنه إلا بأداء الأفعال، وإن فسد فيما بعد، وفائدة هذا الخلاف أنه لو أحرم بحجة أخرى تلزمه ويؤديها عند أبي يوسف، لأنه ضم حجة إلى عمرة، وعندهما: ضم حجة إلى حجة، فيلزمه نقضها ثم يقضيها، وفائدة أخرى أن هذه العمرة تُسقط عنه العمرة التي عنو عمره عند أبي يوسف، وعندهما لا تسقط، ثم إنه ليس لفائت الحج أن يبقى في منزله حرامًا من غير عذر، بل يجب عليه التحلل بالعمرة، فإن بقي حرامًا حتى حج مع الناس من قابل بذلك الإحرام، لا يجزئه ذلك، لأن إحرامه صار بمنزلة إحرام العمرة، فلا يتحول ذلك إلى إحرام الحج. (الفتح والجوهرة)

- (١١) قوله: "ولا دم عليه" لأن التحلل وقع بأفعال العمرة، فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر، فلا يجمع بينهما، كذا في "الهداية". (الجوهرة)
- (۱) قوله: "والعمرة لا تفوت" لأنها غير موقتة، وعليه الإجماع، كذا في "العيني"، العمرة أربعة أشياء: إحرام وطواف وسعى وحلق أو تقصير، اثنان منها ركنان، الإحرام والطواف، واثنان منها واجبان: السعى والحلق، والركن لا يجوز عنه البدل، والواجب يجوز عنه البدل إذا تركه، وما سوى هذه الأربعة سنن وآداب، فإذا تركها كان مسيئًا، ولا شيء عليه. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "وهي جائزة في جميع السنة إلا. . . إلخ" لما رُوى عن ابن عباس: «لا تعتمر في خمسة أيام، واعتمر قبلها وبعدها»، وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة، ولأن هذه أيام الحج، فكانت متعينة له . (الجوهرة والعيني)
- (٣) قوله: "إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها. . . إلخ" يعنى يكره إنشاءها بالإحرام، أما إذا أداها بإحرام سابق، كما إذا كان قارنًا ففاته الحج، وأدى العمرة في هذه الأيام، لا يكره، وإنما كرهت في هذه الأيام الخمسة ؛ لأن هذه أيام الحج، فكانت متعينة له، وعن أبي يوسف: أنها لا تكره في يوم عرفة قبل الزوال ؛ لأن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله، والأظهر ما ذكرنا، ولكن مع هذا لو أداها في هذه الأيام، صحت؛ لأن الكراهة لغيرها، وهو تعظيم أمر الحج، وتخليص وقته له، كذا في "الهداية" . (الجوهرة)
- (٤) قوله: "والعمرة سنة . . . إلخ" أى سنة مؤكدة عندنا، وقيل: واجبة، وقيل: فرض كفاية، وقال الشافعي في القديم: تطوع، وفي الجديد هي فريضة كالحج، لما روى عن رجل من بني عامر، قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والظعن، قال: أحجج عن أبيك وأعتمر، رواه أبو داود والترمذي وصححه، ولما روى عن النبي ﷺ: «العمرة فريضة كفريضة الحج».

#### بابُ الهَدْي (١)

الهَدَىُ أَدنَاهُ شَاةٌ (٢) وهُو (٣) مِن ثَلاثَة أَنوَاعٍ: مِنَ الإبِلِ (١) والبَقَرِ (٥) والغَنَم (٢) يُجزِئُ في ذَلكَ كُلّه الثَني (٧) فصَاعدًا إلا من الضَأن (٨) فإنّ الجَدَعَ منهُ يُجزِئُ فِيه (٩) ، ولا يَجُوزُ في الهَدي

ولنا ما روى عن جابر بن عبد الله أنه قال: أتى أعرابى رسول الله على، فقال: يا رسول! أخبرنى عن العمرة أواجبة هى؟ فقال عليه السلام: لا، وإن تعتمر خير لك، قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: «الحج جهاد والعمرة تطوع» ولا حجة له فى حديث العامرى؛ لأنه عليه السلام: أمره أن يحج ويعتمر عن أبيه، ولم يأمره عن نفسه وعن أبيه لا يجب عليه إجماعًا، وتأويل حديث العمرة فريضة. . . إلخ أنها مقدرة بأعمال كالحج، فدل على أن ذلك أمر استحباب، كذا فى "العينى" و "فتح المعين".

وقال مولانا السراج في شرح الترمذي: إن العمرة سنة مؤكدة عندنا، وعند مالك والشافعي أيضًا، وفي الطائي": أنها سنة مؤكدة لا فرض كفاية، وهو الصحيح.

- (۱) قوله: "باب الهدى" وهو اسم لما يهدى من النعم إلى الحرم ليتقرب به، وجه تأخير هذا الباب أن ما تقدم من القران والتمتع والإحصار، وجزاء الصيد والجناية أسباب لوجوب الهدى، والمهدى مسبب، والمسبب مؤخر عن السبب، وهو بإسكان الدال وتخفيف الياء وكسر الدال وتشديد الدال لغتان فصيحتان. (الفتح والطائى والعينى)
- (٢) قوله: أدناه شاة لقول ابن عباس: ما استيسر من الهدى شاة، ولما روى أنه على عن الهدى، فقال أدناه شاة. (العبني وغيره)
- (٣) قوله: "وهو من ثلاثة أنواع . . . إلخ "والدليل على أن الهدى إنما يكون من الأنواع الثلاثة قوله تعالى : ﴿ فَجَزَاءٌ مثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ بِهِ ذَوَا عَدل منكُم هَديًا بَالغَ الْكَعبَةِ ﴾ فعلى مذهب محمد يجب عنده في الظبي شاة ، وفي النعامة بدنة ، وفي الحمار الوحشى بقر ، فعلم أن الهدى يشمل الأنواع الثلاثة ، وكذا على مذهب الشيخين ؛ لأنه ربما تبلغ قيمة الصيد شاة أو بقرة أو بدنة ، فيشترى ذلك ، فدل على أنه من الأنواع الثلاثة ؛ ولأنه قدجرت العادة من عصر النبي ﷺ إلى يومنا هذا بإهداء هذه الأنواع الثلاثة . (الفتح)
  - (٤) وهو ابن خمس سنين.
    - (٥) وهو ابن سنتين.
      - (٦) وهو ابن سنة.
- (٧) قوله: "التّني" وهو من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر ما دخل في الثالثة، ومن الغنم ما دخل في الثانية، كذا في "الكشف".
  - (۸) دنبه
- (٩) قوله: "فإن الجذع منه يجزئ فيه" لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي، والجذع من الضأن، والمعز ما له ستة أشهر، وقيل: أكثر السنة، وإنما يجزئ الجذع من الضأن، إذا كان بحيث لو اختلط بالثنايا اشتبه على الناظر أنه منهم، والذكر من الضأن أفضل من الأنثى إذا استويا، والجواميس كالبقر. (العينى والمستخلص والمسكين والجوهرة)

مَقطُوعُ الأَذُن (١) ولا أكثرِهَا (٢) ولا مَقطُوعُ الذَنب ولا مَقطُوعُ اليَد، ولا الرِجل (٣) ولا ذَاهِبَةُ العَين (١) ولا العَجفَاء (٥) ولا العَرجَاءُ التِي لا تَمشِي إلَى المَنسِك (١) والشَاةُ جَائِزَةٌ في كُلّ شَيءٍ إلا فِي مَوضَعَين، مَن طَافَ (٧) طَوَافَ الزِيارَةِ جُنُبًا، ومَن جَامَعَ بَعدَ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ (٨) فإنّه لا يَجُوزُ فِيهِ مَا إلا بُدْنَةٌ (١) والبُدنَةُ والبَقَرَةُ يُجزِئُ كُلّ وَاحِدٍ مِنهُمَا عَن سَبِعَةٍ أَنفُسٍ (١١)،

- (٢) ولا من لا أذن لها خلقةً. (الجوهرة)
- (٣) ويعتبر فيه عن القلة والكثرة ما يعتبر في الأذن، وكذا الأنف والإلية مثله. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "ولا ذاهبة العين" أى ذاهبة إحدى العينين؛ لأن النبى الله نهى أن يضحى بالعوراء البين عورها، فإن كان الذاهب قليلا جاز، وإن كان كثيرًا لا يجوز، ومعرفة ذلك أن تشد العين المعيبة بعد أن لا تعلف الشاة يومًا أو يومين، ثم يقرب العلف إليها قليلا قليلا حتى إذا رأته من مكان أعلم على ذلك المكان، ثم تشد عينها الصحيحة، ويقرب العلف إليها قليلا حتى إذا رأته من مكان أعلم عليه، ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما، فإن كان ثلثا، فالذاهب النصف، كذا في "الجوهرة".
- (٥) قوله: "ولا العجفاء [المهزولة] . . . إلخ " لحديث جابر رضى الله عنه يرفعه: «لا تضحوا بالعرجاء البيّن عرجها ولا العجفاء البيّن عجفها» الحديث .
- (٦) قوله: "قوله: إلى المنسك. . . إلخ" وهو الذبح، فإن كان عرجها لا يمنعها عن المشى جاز، وهذا إذا كانت العيوب موجودة بها قبل الذبح، أما إذا أصابها ذلك في حالة الذبح بالاضطراب وانقلاب السكين، فأصابت عينها أو كسرت رجلها جاز؛ لأن مثل هذا لا يمكن الاحتراز عنه، والخصى جائز في الهدى؛ لأن ذلك يسمنه ويطيب لحمه، كذا في "الجوهرة".
- (٧) قوله: "من طاف طواف الزيارة جنبًا" لأن الجنابة أغلظ، فجعل جبر نقصانها بالبدنة إظهارًا للتفاوت بين الأصغر والأكبر، والحيض والنفاس ملحق بالجنابة، لا أنه موضع ثالث. (الفتح)
- (٨) قوله: "ومن جامع بعد الوقوف بعرفة" أى وقبل الحلق والطواف، فإن الراجح وجوب الشاة لو كان بعد الحلق، والتقييد بما بعد الوقوف للاحتراز عما لو كان قبله، فإن فيه تجب الشاة. (الفتح)
  - (٩) أو بقرة. (ج)
- (١٠) استحسانًا لما روى عن جابر رضى الله أنه قال : "نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة " .

<sup>(</sup>۱) قوله: "مقطوع الأذن" ولا أكثرها، ولا من لا أذن لها خلقة، وأما إذا كانت صغيرة جاز، ثم الذاهب من الأذن إن كان الثلث أو أقل، أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد، فعلى هذا الثلث في حكم القليل، وعند أبي حنيفة أيضًا: إذا كان الذاهب الثلث، فما زاد لم يجز، وإن كان أقل جاز، فعلى هذه الرواية الثلث في حد الكثير، وقال أبو يوسف: إن كان الباقي من الأذن أكثرها أجزأه، وإن ذهب النصف، وبقى النصف لم يجز؛ لأن في النصف استوى الحظر والإباحة، فكان الحكم للحظر، ولا يجوز في الهدايا إلا ما يجوز في الضحايا. (الجوهرة)

إِذَا كَانَ كُلَّ وَاحِدِ مِنَ الشُّرَكَاءِ يُرِيدُ القُربَةَ (١)، فإذَا أَرَادَ أَحَدُهُم بنَصِيبِه اللَحم، لم يَجُزُ للبَاقِينَ (٢)عن القُربَةِ، ويَجُوزُ الأكلُ من هَدْي التَطَوُّع (٣) والْمُتعَة والقَران (١٠)، ولا يَجُوزُ من بَقِيّة الهَدَايَا (٥)، ولا يَجُوزُ ذَبحُ هَدْي التَطَوُّع والْمُتعَة والقِرَان (٢) إِلاّ في يَومِ النَحر (٧)، ويَجُوزُ

- (٣) قوله: "ويجوز الأكل من هدى التطوع" بل يستحب الأكل، لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ والمراد به ما بلغ الحرم، وأما إذا لم يبلغ لا يجوز لصاحبه أن يأكل، ولا لغيره من الأغنياء؛ لأن القربة في الهدى بالإراقة إنما تكون في الحرم، وفيما لم يبلغ القربة تكون بالتصدق، والأكل ينافيه، واستحباب الأكل من هدى التطوع أيضًا، بما صح عنه عليه الصلاة والسلام أكل من لحم هديه، وشرب من مرقه. (العيني والفتح)
- (٤) قوله: "والمتعة والقران" أي يؤكل من هدييهما؛ لأنه دم نسك، وقال الشافعي: لا يؤكل من دم المتعة والقران؛ لأن أداء كل من النسكين على حدة أفضل عنده، وفي جمعهما نقصان، فيكون كل من الدمين دم جبر، فلا يأكل منه كدم الكفارة.

ولنا: أنه دم شكر على نعمة جمعه بين العبادتين في سفرة واحدة، فصار كدم الأضحية، وعند مالك: يأكل من الجميع إلا جزاء الصيد، وفدية الأذي ونذر المساكين، وهدى التطوع لو عطب. (العيني والفتح)

- (٥) قوله: "ولا يجوز من بقية الهدايا" كدماء الكفارات والنذور وهدى الإحصار والتطوع إذا لم يبلغ محله. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "ولا يجوز ذبح هدى التطوع. . . إلخ" اعلم أن الدماء في المناسك على ثلاثة أوجه، في وجه يجوز تقديمه على يوم النحر بالإجماع بعد أن حصل الذبح في الحرم، وهو دم الكفارات والنذور وهدى التطوع، وفي وجه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر إجماعًا، وهو دم المتعة والقران والأضحية، وفي وجه اختلفوا فيه، وهو دم الإحصار، فعند أبى حنيفة: يجوز تقديمه، وعندهما: لا يجوز.
- وفى "المبسوط": يجوز ذبح هدى التطوع قبل يوم النحر إلا أن ذبحه يوم النحر أفضل، قال في "الهداية": هو الصحيح، يعنى إنه يجوز ذبحه قبل يوم النحر؛ لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هدايا، وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم، فإذا وجد ذلك جاز ذبحها في غير يوم النحر، وفي أيام النحر أفضل؛ لأن معنى القربة في إراقة الدم فيها أظهر، أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنِهَا وَأَطعِمُوا البَائِسَ الفَقيِر ثُم لَيقضُوا تَفَتُهُم وقضاء التفت يختص بيوم النحر كالأضحية. (الجوهرة والفتح والمستخلص)
- (٧) قوله: "إلا في يوم النحر" أي وقت النحر، وهو الأيام الثلاثة حتى لو ذبح قبله لم يجز إجماعًا، وبعده
   كان تاركًا للواجب عند الإمام، فيلزمه دم، وتاركًا للسنة عندهما. (الطائي)

<sup>(</sup>۱) قوله: "يريد القربة" ولو اختلف وجوه القرب، وعن زفر لابد من اتفاق القرب، واختلافها أى اختلاف أي اختلاف وجوه القرب، بأن يريد أحدهم المتعة، والآخر القران، والثالث التطوع؛ لأن المقصود بالقرب واحد، وهو الله عزوجل، فإن قلت: ما الأفضل؟ سبع بدنة أو الشاة؟ قلت: ما كان أكثرهما لحمًا، فهو أفضل، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٢) وكذا إذا كان معهم ذميّ. (ج)

ذَبحُ بَقَيّة الهَدَايَا في أَى وقت شَاءَ، ولا يَجُوزُ ذَبحُ الهَدَايَا إلا في الحَرَم (')، ويَجُوزُ أَن يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِينِ الحَرَم (')، وغَيرِهِم (')، ولا يَجِبُ التَعرِيفُ بالهَدَايَا (')، والأفضَلُ بالبُدنِ النَحرُ (٥)، وفي البَقرِ والغَنم الذَبحُ، والأولَى أَن يَتَولِّى الإنسَانُ ذَبحَهَا بنَفسِهِ (١) إِذَا كَانَ يُحسنُ ذَلكَ، ويَتَصَدَّقُ (() بجلالها (() وخطَامها، ولا يُعطى أُجرَةَ الجَزّارِ مِنهَا ()، ومَن سَاقَ

<sup>(</sup>۱) قوله: "ولا يجوز ذبح الهدايا [لقوله تعالى: ﴿هَدِيًا بَالغَ الكَعبَة﴾. (ج)] إلا في الحرم "قال الله تعالى: ﴿قُمْ مَحلِّهَا إِلَى البَيتِ العَتِيقِ﴾ والمراد الحرم، وقال في جزاء الصيد: ﴿هَديًا بَالغَ الْكَعبَة﴾ فصار أصلا في كل دم هو كفّارة ؛ ولأن الهدى اسم لما يُهدى إلى الحرم. واعلم أن الدماء على أربعة أوجه: منها: ما يختص بالزمان والمكان معًا، أي الحرم وأيام النحر، وهو دم المتعة والقران ودم الإحصار عند الشيخين، ومنها: ما يختص بالمكان دون الزمان، وهو دم الجنايات ودم الإحصار عند محمد، فإنه يختص بالحرم دون أيام النحر، ومنها: ما يختص بالمكان ولا يختص بالمكان ولا يختص بالمكان ولا بالزمان، وهو المنافون، وعند أبي يوسف: يتعين بالمكان. (الفتح)

<sup>(</sup>٢) قوله: "ويجوز أن يتصدق بها. . . إلخ" وقال الشافعي: لا يجوز التصدق على غير فقراء الحرم؛ لأن الدماء وجبت توسعة لأهل الحرم، قلنا: هو معقول المعنى، وسدّ خلة المحتاج، ولا فرق بينهم وبين غيرهم إلا أن فقراء الحرم أفضل. (العيني والفتح)

<sup>(</sup>٣) إلا أن مساكين الحرم أفضل، إلا أن يكون غيرهم أحوج منهم. (ج)

<sup>(</sup>٤) قوله: "ولا يجب التعريف. . . إلخ "وهو أن يذهب به إلى عرفات؛ لأن المقصود القربة بإراقة الدم لا التعريف، وعند مالك يجب إذا ساقه من حل، وعندنا لو عرف بهدى المتعة والقران كان حسنا لتوقته بيوم النحر، فربما لا يجد من يحفظه، فيحتاج إلى التعريف به، ولأنه دم نسك، فيكون مبناه على التشهير، بخلاف دماء الكفارات؛ لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر؛ ولأن سببها الجناية، فيليق بها الستر. (الجوهرة والفتح وغيره)

<sup>(</sup>٥) قوله: "والأفضل بالبدن النحر" لقوله تعالى: ﴿فَصَلَ لِرَبّكَ وَانحَرْ ﴾ قيل في تأويله: الجزور، كذا في "الهداية"، فإن شاء نحرها قيامًا، وإن شاء أضجعها، والأفضل أن ينحرها قيامًا معقولة اليد اليسرى، ولا يذبح البقر والغنم قيامًا ؛ لأن في حالة الإضجاع المذبح أبيح، فيكون الذبح أيسر، وقوله: وفي البقر والغنم الذبح ؛ لقوله تعالى: ﴿وَفَدَينَاهُ بِذَبِحِ عَظِيمٍ ﴾ وكان كبشًا، والذبح ما أعد للذبح، وأراد به الغنم، وقد صح أن النبي عَلَي تحر الإبل وذبح البقر والغنم، فلو ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه إذا استوفى العروق، ويكره. (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>٦) قوله: "والأولى أن يتولى . . . إلخ" لأن توليته بنفسه أفضل من تولية غيره كسائر العبادات، وإن كان لا يحسن ولآه غيره، ويقف عند الذبح، وروى أن النبى ﷺ ساق مائة بدنة في حجة الوداع، فنحر منها نيفًا وستين بنفسه، وولّى الباقى عليًا كرّم الله وجهه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) لقوله عليه السلام: «وهي تصدق بجلالها وبخطمها ولا تعطى أجرة الجزار منهما.

<sup>(</sup>٨) الجلال جمع جل، وهو كالكساء تقى الحيوان من الحر والبرد. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٩) قوله: "ولا يعطى أجرة الجزار منها" والأصل فيه ما روى أنه عليه الصلاة والسلام أمر عليا كرم الله

بُدْنة، فاضطُرْ إلَى رُكُوبِهَا رَكِبَها ('') وإن استَغنَى عَن ذَلِكَ لَم يَركَبْهَا، وإن كَانَ لَها لَبَنٌ لم يَحلِبهَا ('') ولكن يَنضِحُ ('') ضَرعَها بِالماء البَارِد حَتَّى يَنقَطِعَ اللَبَنُ، ومَن سَاقَ هَديًا فَعَطَبَ، فإن كَانَ تَطُوّعًا، فليس عَليه غَيرُه ('') وإن كَانَ عَن واجب، فَعَليه أن يُقِيم غَيرَه مَقَامَه ('') وإن أَصَابَهُ عَيبٌ كثيرٌ ('آأقَامَ غَيرَه مَقَامَه ('') وصَنَع بالمعيب مَا شَاءَ (') وإذَا عَطَبَت ('') البُدنَةُ في الطريق، فإن كَانَ تَطُوّعًا نَحَرَهَا ('') وصَبَعَ نَعلَها ('') بِدَمِها، وضَرَبَ بهَا عَطَبَت ('') البُدنَةُ في الطريق، فإن كَانَ تَطُوّعًا نَحَرَهَا ('') وصَبَعَ نَعلَها ('') بِدَمِها، وضَرَبَ بها

وجهه أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطى في جزارتها شيئًا، أي كراء عمل الجزار، ولأنه إذا شرط إعطاءه من المذبوح يبقى شريكًا له فيه، فلا يجوز الكل لقصده اللحم، وإن تصدّق عليه بشيء من لحمها أو جلدها جاز، وكذا لا يبيع جلدها، فإن عمل من الجلد شيئًا ينتفع به في منزله، كالفراش والغربال والجراب وأشباه ذلك، فلا بأس به، وإن باع الجلد أو اللحم بدراهم أو فلوس أو حنطة، تصدق بذلك، وليس له أن يشتري بها ملحًا ولا أبزارًا. (الفتح والجوهرة)

- (١) قوله: "ومن ساق بدنة، فاضطر إلى ركوبها ركبها" نبّه بذلك على أنه يجوز له الركوب للضرورة؛ لحديث أصحاب السنن: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها» ولأنها باقية على ملكه، فجاز الانتفاع بها للضرورة، بدليل أنه لو مات قبل أن تبلغ محله، كانت ميرانًا، وكذا لا يحمل عليه؛ لأنه جعله لله خالصًا، فلا ينبغى أن يصرف شيئًا من عينه أو منافعه إلى نفسه، فإن ركبها فنقصت فعليه ضمان ما نقص، ويتصدق على الفقراء دون الأغنياء، وقال الشافعي ومالك: يجوز ركوبه مطلقًا إلا أن يهزله. (الفتح)
  - (٢) فإن حلبها تصدق به أو بقيمته إن كان قد استهلكه . (ج)
- (٣) بكسر الضاد والنضح الرشّ، وهذا إذا كان قريبًا من وقت الذبح، وإن كان بعيدًا يحلبها ويتصدق به كيلا يضر ذلك بالبهيمة. (ج)
  - (٤) لأنه لم يكن متعلّقًا بذمته. (ج)
  - (٥) لأن الوجوب باقي في ذمته. (ج)
  - (٦) وهو أن يخرجه من الوسط رلى الرداءة. (ج)
- (٧) قوله: "أقام غيره مقامه" لأن المعيب بمثله لا يتأدى به الواجب، فلابد من غيره، وهذا إذا كان موسرًا، أما إذا كان معسرًا أجزأه ذلك المعيب. (الجوهرة)
- (٨) قوله: "وصنع بالمعيب ما شاء" لأنه خالص ملكه يصنع به ما شاء، وعند أحمد وبعض الشافعية يذبحه. (العيني)
  - (٩) أي قربت من الهلاك. (ط)
- (۱۰) قوله: "فإن كان تطوعًا نحرها... إلخ" لما روى عن قبيصة رضى الله عنه أنه قال: كان النبى على يبعث معه بالبدن، ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا، فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت، ولا أحدٌ من رفقتك، ومثله عن ناجية الخزاعي رضى الله عنه، وكان سائق بدن رسول الله على رواه مسلم وأحمد، واحتج به الشافعي وقال: لا يجوز أن يأكله الفقراء من رفقته، بل يتركها كله للسباع. قلنا: هو محمول على أنه ورفقته كانوا أغنياء، والمعنى أن الهدى الذي دنا من الهلاك، وكان تطوعًا

صَفحَتَهَا (١)، ولَم يَأْكُلْ مِنهَا هُوَولا غَيرُه منَ الأغنياء (٢)، وإنْ كَانَت وَاجِبَةً أَقَامَ غَيرَهَا م مَقَامَهَا، وصَنَعَ بِهَامَا شَاءَ (٢)، ويُقلّد هُدى التَطَوّعِ والمُتعَةِ والقِرَانِ (١)، ولا يُقلّد دُمَ الإحصار، ولا دَمَ الجِنَايَاتِ (٥).

#### كتاب البيوع(٢)

## البَيعُ (٧) يَنعَقِد (٨) بِالإِيجَابِ والقُبُولِ إِذَا كَانَا بِلَفظِ السَمَاضِي (٩) ، وإِذَا أُوَجَبَ أَحَدُ

نحره، وصبغ قلادته بدمه، وضرب بالدم جانب سنامه ليعلم الناس أنه هدى؛ لأن القربة تعلقت بعين المحل، فلا يلزمه شيء آخر، كما إذا اشترى الفقير شاة للأضحية، فهلكت قبل الأضحية، لا يلزمه شاة أخرى؛ لأن الواجب كان في العين، لا في الذمة، بخلاف ما إذا كان الهدى واجبًا، فعطب يلزمه آخر؛ لأن الواجب في الذمة لا في العين، وما لم يذبحه في الحرم لا يسقط عنه. (العيني والفتح)

- (۱۱) أي قلادتها.
- (١) أي جانب عنقها، وفي "الهداية": صفحة سنامها. (ج)
- (٢) قوله: "لم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء [بذلك أمر رسول الله ﷺ ناجية الأسلمي]" لأنها لم تبلغ محلها، فإن أكل منها، أو أطعم غنيًا، فعليه أن يتصدق بقيمته. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "وصنع بها [أي بالبدنة] ما شاء" لأنه لم يبقَ صالحًا لما عينه، وهو ملكه كسائر أملاكه، كذا في "الهداية". (الجوهرة)
  - (٤) قوله: "ويقلد هدى التطوع" لأنه دم نسك، وفي التقليد إظهاره وتشهيره، فيليق به. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "ولا يقلد دم الإحصار، ولا دم الجنايات" لأن سببها الجناية، والستر أليق بها، ودم الإحصار جابر، فيلحق بجنسها، ثم ذكر الهدى ومراده البدنة، لأنه لا يقلد الشاة عادة، ولا يسن تقليده عندنا؛ لعدم فائدة التقليد على ما تقدم، وقال الشافعي: يقلد لقول عائشة رضى الله عنها: "إن رسول الله على أهدى إلى البيت غنما فقلدها" متفق عليه. قلنا: فعله رسول الله على ثم تركه، وترك بعده، ولو كانت سنة معروفة لما تركوه، والمحديث انفردبه أسود ابن يزيد، ولم يذكره غيره والله أعلم بالصواب -. (العيني والمستخلص والجوهرة)
- (7) قوله: "كتاب البيوع" إنما عقبه الشيخ بالعبادات، وأخر النكاح؛ لأن احتياج الناس إلى البيع أعم من احتياجهم إلى النكاح؛ لأن به احتياجهم إلى النكاح؛ لأن به التناجهم إلى النكاح؛ لأن به تقوم المعيشة التي هي قوام الأجسام، وبعض المصنفين قدم النكاح على البيع، كصاحب "الهداية" وغيره؛ لأن النكاح عبادة، بل هو أفضل من الاشتغال بنفل العبادة؛ لأنه سبب إلى التوحيد بواسطة الولد الموحد، وكل منهم مصيب في مقصده، كذا في "الجوهرة".

قوله: "البيوع": البيع اسم جنس يتناول القليل والكثير، فجمعه موجه بتوجيهين: الأول: أن البيع بمعنى المبيع، والمبيعات أصبناف مختلفة، الثانى: أنه مصدر، فالحقيقة واحدة، وجمعت نظراً إلى الأنواع، وهذا الكتاب لبيان أنواعه لحقيقته، ولما فرغ المصنف من العبادات شرع في المعاملات، وقدم البيع لأنه أكثر وقوعاً. (العينى والفتح)

(٧) قوله: "البيع" وهو في اللغة: مطلق المبادلة، كذا في "العيني"، وفي "الجوهرة": هو عبارة عن تمليك

## المُتَعَاقِدَينِ (') البَيعَ، فالآخَرُ بالخِيَارِ، إنْ شَاءَ قَبِلَ في المَجلِسِ، وإن شَاءَ رَدّه، فأيّهُ ما قَامَ من المَجلِسِ قَبْلَ القُبُول ('' بَطَلَ الإيجَابُ ('').

مال بمال آخر فقط، وفي الشرع مبادلة المال بالمال بالتراضى، هذا قول الخراسانيين، كصاحب "الهداية" وأصحابه، فإن وجدت المبادلة بلا تراض لا يكون بيعًا شرعيًا، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمَوَالَكُم بَينَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُم﴾.

ويقال: هو في الشرع عبارة عن إيجاب وقبول في مالين ليس فيهما معنى التبرع، وهذا قول العراقيين كالشيخ وأصحابه، والبيع من الملك قصدًا، ويتعدى إلى المفعول الثانى بنفسه وبالواسطة تقول: باع الشيء منه، وباعه الشيء، والشراء يطلق غالبًا على إخراج الثمن عن الملك قصدًا، وشرعيته بالكتاب، قال الله تعالى: ﴿أَحَلَ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الربّا﴾ وإنما جمع لكثرة أنواعه، فإن له باعتبار المبيع أنواعًا أربعة، بيع سلعة بمثلها، ويسمى مقايضة، وبيعها بالثمن، ويسمى بيعًا لكونه أكثر أنواع البيع وأشهرها، وبيع الثمن بالثمن، ويسمى صرفًا، وبيع دين بعين، ويسمى سلمًا، وقيل: إن أنواعه ترتقى إلى عشرين أو أكثر، والكل مذكور في "النهاية"، وسيجيء ذكر بعضها، وركنه الإيجاب والقبول، وحكمه أى الأثر المترتب عليه المقصود بشرعيته الملك، أى القدرة على التصرف في المحل شرعًا، وله شرائط، ككون العاقد عاقلا المترتب عليه المقصود بشرعيته الملك، أى القدرة على التصرف في المحل شرعًا، وله شرائط، ككون العاقد عاقلا

- (٨) قوله: "ينعقد" الانعقاد عبارة عن انضمام كلام أحد المتعاقدين إلى الآخر، والإيجاب هو الإثبات، سمى به أول كلام أحد العاقدين، سواء كان بعت أو اشتريت؛ لأنه يثبت للآخر خيار القبول، والقبول هو ثاني كلام أحدهما سواء كان بعت أو اشتريت. (الجوهرة وغيرها)
- (٩) قوله: "إذا كانا بلفظ الماضى" مثل أن يقول أحدهما: بعت، والآخر: اشتريت، أما إذا كانا بلفظ الأمر، فلا بد من ثلاثة ألفاظ، كما إذا قال البائع: اشتر منى، فقال: اشتريت، فلا ينعقد ما لم يقل البائع: بعت، أو يقول المشترى: بع منى، فيقول: بعت، فلا بد من أن يقول ثانيًا: اشتريت، ولا ينعقد بلفظين أحدهما ماض، والآخر مستقبل، بخلاف النكاح فإنه ينعقد، وإنما شرط المضى لأنه إنشاء تصرف، والشرع قد اعتبر الأخبار إنشاء في العقود. (الجوهرة)
- (۱) قوله: "وإذا أوجب أحد المتعاقدين" بأن قال البائع مثلا: بعتك هذا بكذا، فالآخر بالخيار، إن شاء قبل في المجلس، وإن شاء رده؛ لقوله عليه السلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفارقا» وهذا الخيار يسمى خيار القبول، وإنما خير لأنه لو لم يثبت الخيار يلزمه حكم العقد من غير رضاه، وإذا لم يفد الحكم بدون قبول الآخر، فللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الآخر، لخلوه عن إبطال حق الغير، وإنما يمتد إلى آخر المجلس بأن المجلس جامع للمتفرقات، فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعًا للعسر، وتحقيقًا لليسر، والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة، وليس له أن يقبل بعض المبيع، ولا أن يقبل المشترى ببعض الثمن؛ لعدم رضاء الآخر بتفرق الصفقة إلا إذا بين ثمن كل واحد، لأنه صفقات معنى. (الهداية وغيرها)
- (٢) قوله: فأيهما قام من المجلس قبل القبول أى إذا قام أحد المتعاقدين من المجلس بعد الإيجاب، بطل الإيجاب، بطل الإيجاب؛ لأن القيام دليل الإعراض والرجوع، فيبطل العقد به كسائر عقود المبادلة، بخلاف الخلع والعتق على مال حيث لا يبطل بقيام الزوج والمولى؛ لأنه يمين من جهتهما، والقبول شرط، والأيمان لا تبطل بالقيام، وعند الشافعي خيار القبول لا يمتد إلى آخر المجلس، بل هو الفور.

قلنا: إن العاقد يحتاج إلى التروّي والتفكر"، فيجعل ساعات المجلس كساعة واحدة، وفيما قاله الشافعي:

فإذَا حَصَلَ الإِيجَابُ والقُبُولُ لَزِمَ البَيعُ (١)، ولا حَيَارَ لِوَاحِد مِنهُمَا (١) إلا مِن عَيبٍ أو عَدمٍ رُقْيَة (١)، والأعوَاضُ المُشَارُ إلَيهَا لا يَحتَاجُ إلى مَعرِفَة مِقدَ ارِها (١) في جَوَازِ البَيعِ (٥). والأثمَانُ المُطلَقَةُ لا تَصحُ إلا أن تَكُونَ مَعرُوفةَ القَدْرُ والصِفَةِ (١).

حرج بيّن، وهو مدفوع بالنص، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدّينِ مِن حَرَّجٍ﴾. (العيني والفتح)

(٣) قوله: "بطل الإيجاب" لأن القيام دليل الإعراض، وكذا لو لم يقم لكن تشاغل في المجلس بشيء غير
 المبيع، بطل الإيجاب، فإن كان قائمًا، فقعد ثم قبل، فإنه يصح القبول؛ لأنه بالقعود لم يكن معرضًا. (الجوهرة)

(۱) قوله: "لزم البيع" ويثبت الملك لكل منهما، وفيه إشارة إلى أن البيع يتم بهما، أى بالإيجاب والقبول، ولا يحتاج إلى القبض، ولا إلى إجازة البائع بعدهما، وهو الصحيح، ولا بدعن تقدير الثمن وتعيين الثمن، قال في العيون عن أبى يوسف: إذا قال: بعتك هذا العبد بألف، فلما أراد المشترى أن يقول: قبلت، قال البائع: رجعت، وخرج الكلامان معًا، فالفسخ أولى؛ لأنه لم يتم البيع. (الجوهرة وغيرها)

(٢) قوله: "ولا خيار لواحد منهما إلا . . . إلخ" وقال الشافعي : يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس، لقوله عليه السلام : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» ولنا أن الفسخ إبطال حق الغير ، فلا يجوز ، والحديث محمول على خيار القبول، وفيه أي في الحديث إشارة إليه ، فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها ، أو يحتمله ، فيحمل عليه ، والتفرق فيه تفرق الأقوال لا تفرق الأبدان . (الهداية وغيرها)

(٣) قوله: "إلا من عيب أو عدم رؤية" وكذا خيار الشرط، وإنما خص العيب وعدم الرؤية مع أن خيار الشرط مانع لزوم البيع أيضًا؛ لأنهما في كل بيع يوجدان، أما خيار الشرط فعارض مبنى على الشرط. (الجوهرة)

(٤) قوله: "والأعواض المتبار إليها لا يحتاج . . . إلخ" لأن الإشارة كفاية في التعريف، وجهالة الوصف فيه لا تفضى إلى المنازعة بين العاقدين، سواء كان المشار إليه ثمنًا أو مشمنًا بعد أن لم يكن في الأموال الربوية، أما في الربوية إذا بيعت بجنسها، فلا يجوز البيع بجهالة مقدارها، وإن أشير إليها؛ لاحتمال الربا، كما إذا باع حنطة بحنطة، أو شعيرًا بشعير، فلا بدأن يعلم تساويهما. (الجوهرة وغيرها)

 (٥) قوله: "في جواز البيع" احتراز عن السلم، فإن رأس المال فيه إذا كان مكيلا أو موزونًا يشترط معرفة مقداره عند أبي حنيفة رحمه الله، ولا يكتفي بالإشارة. (الجوهرة)

(٦) قوله: "والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة" لأن التسليم والتسلّم واجب بالعقد، وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة، فيمتنع التسليم والتسلم، وكل جهالة هذه صفتها تمنع الجواز، هذا هو الأصل، كذا في "الهداية".

صورة المطلقة أن يقول: اشتريت منك بفضة، أو بحنطة أو بذرة، ولم يعين قدرًا ولا صفة، وفي "الينابيع": صورته أن يقول: بعت منك بثمن أو بما يساوى، فيقول: اشتريت، فهذا لا يجوز حتى يبين قدر الثمن وصفته، فالقدر مثل عشرة أو عشرين، والصفة مثل بخارى أو سمرقندى، أو جيد أو ردىء، وقوله: مطلقة احتراز عن كونها مشارًا إليها.

واعلم أن معرفة الوصف شرط في الثمن فقط دون المبيع، بخلاف اشتراط معرفة القدر، فإنه بالنسبة لكل من المبيع والثمن، ثم اعلم أن الدراهم والدنانير أثمان أبدًا، سواء قوبلت بغيرها أو بجنسها، وأما الأعيان القيمة فمبيعة أبدًا، وأما الأعيان المثلية فإن قوبلت بالنقود، فهي مبيعات، أو بأمثالها، فما كان موصوفًا بالذمة ثمن، وما

# ويَ جُوزُ البَيعُ بِثَمَنٍ حَالِ ومُؤجّلٍ إِذَا كَانَ الأَجَالُ مَعلُومًا (١) ، ومَن أَطلَقَ الثَمَانَ في البَيعِ (٢) ، كَانَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ البَكَدِ (٣) ، فإن كَانَتِ النُقُودُ مُحْتَلِفَةً (١) ، فالبَيعُ

كان معينًا فمبيع، فإن كان كل منهما معينًا فما صحبه الباء أو على فهو تُمن، ومن حكم النقود أنها لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات، بل في المغصوب والأمانات والوكالات، وكذا في كل عقد ليس معاوضة. (العيني والفتح والجوهرة)

(۱) قوله: "ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومًا" أى يجوز البيع إذا كان لأداء الثمن أجل معين، ومعناه إذا بيع بخلاف جنسه، ولم يجمعهما قدر؛ لقوله تعالى: ﴿أحَلَ اللهُ البيعَ وَحَرَمَ الربا﴾ من غير فصل، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودى إلى أجل، ورهن درعه، متفق عليه. عن عائشة رضى الله عنه، وليس فيه ذكر المبيع، فأدرج صاحب "الهداية" طعامًا، وقيل: المبيع كان ثوبًا، وإنما قيد بالثمن؛ لأن البيع إذا كان معينًا لا يجوز تأجيله، فإن شرط فيه الأجل فالبيع فاسد؛ لأن التأجيل في الأعيان لا يصح؛ لأنه لا منفعة للبائع في تأجيلها؛ لأنها موجودة في الحالين على صفة واحدة، والعقد يوجب تسليمها، فلا فائدة في تأخيرها، ولا كذلك الثمن؛ لأن شرط الأجل في الديون فيه فائدة، وهو اتساع المدة التي يتمكن المشترى من تحصيل الثمن في الها، فلذلك جاز قوله: إذا كان الأجل معلومًا؛ لأنه إذا كان مجهولا أثر في التسليم، فيبطله البائع بالثمن في قرب المدة، والمشترى في بعيدها، فإن اختلفا في الأجل فالقول قول من ينفيه؛ لأن الأصل عدمه، وكذا لو اختلفا في مضيه، فلدره، فالقول لمدّعي الأقل، والبينة بينة المشترى في الوجهين، وإن اتفقا على قدره، واختلفا في مضيه، فالقول للمشترى أنه لم يحض، والبينة بينة المشترى أيضًا؛ لأن البينة مقدمة على الدعوى، وقوله حال بتشديد فالقول للمشترى أنه لم يحض، والبينة بينة المشترى أيضًا؛ لأن البينة مقدمة على الدعوى، وقوله حال بتشديد اللام، أى بلا أجل. (الفتح والجوهرة والعيني)

(٢) قوله: "ومن أطلق الثمن في البيع" معناه ذكر قدر الثمن، ولم يذكره صفته، مثل أن يقول: بعت منك بعشرة دراهم، وفي البلد دراهم مختلفة، فإذا كان كذلك جاز، وتتعين الدراهم التي يتعامل بها في البلد غالبًا، فيكون معنى قوله: ومن أطلق الثمن أي أطلقه على ذكر الصفة، وأما القدر فقد ذكره؛ لأنه لولم يكن كذلك كانت هذه المسألة عين تلك الأولى، فيلزم التكرار، فبان لك أن قوله: والأثمان المطلقة أنها مطلقة عن ذكر القدر والوصف جميعًا، وأن قوله: ومن أطلق الثمن مطلق عن ذكر الصفة لا غير، وذلك بأن يقول: اشتريت بعشرة دراهم، ولم يقل بخارية أو عطريفية أو غير ذلك. (الجوهرة)

(٣) قوله: "كان على غالب نقد البلد" أي ينصرف البيع إلى المتعامل به مع وجود دراهم أخرى لا يتعامل بها أو يتعامل بها، إلا أن غيرها أكثر تعامل. (فتح المعين)

(٤) قوله: "فإن كانت النقود مختلفة [أى في المالية]" يعنى مختلفة في المالية إلا أن التعامل بها سواء؛ لأن الجهالة تفضى إلى المنازعة، وأما إذا كانت سواء في المالية جاز البيع إذا أطلق اسم الدراهم، ويصرف إلى ما قدر به من أى نوع كان؛ لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية، والاختلاف في المالية كالذهب التركي والخليفتي، فإن الخليفتي كان أفضل في المالية من التركي، وكونها سواء في المالية معناه كالثنائي والثلاثي، والثنائي ما كان اثنان منه دانقًا، وفي هذه الصورة يجوز البيع إذا أطلق اسم الدراهم؛ لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية، كذا في "الجوهرة".

فَاسدُ (١)، إلا أَن يُبِيّنَ أَحَدَهَا (١).

ويَجُوزُ "كَبِيعُ الطَعَامِ (١) والحُبُوبِ كُلّهَا مُكَايَلَةً ومُجَازَفَةً (٥) وبإنَاء بعَينِه (١) لا يُعرَفُ مقدَارُه، أو بوَزن حَجَر بعَينه لا يُعرَفُ مقدَارُه (١).

ومَنْ بَاعَ صُبْرَةً للهُ طَعَامٍ، كُلَّ قَفِيزٍ بدرِهَمٍ (٩)، جَازَ البَيعُ في قَفِيزِ وَاحِد عِندَ أَبِي حَنيفَةَ

(۱) قوله: "فالبيع فاسدإلخ" والمسألة رباعية، الأولى أن الدراهم استوت مالية ورواجًا، فالمشترى بالخيار، دفع أى الدراهم شاء، الثالثة: اختلفت مالية ورواجًا، فلينصرف إلى غالب نقد البلد. الثالثة: اختلفت رواجًا فقط، فينصرف إلى الأروج، الرابع: اختلفت مالية واستوت رواجًا، فسد البيع، وهو منطوق المتن. (فتح المعين) (٢) في المجلس.

(٣) قوله: "ويجوز بيع الطعام والحبوب كلها مكايلة [بجنسه أو بخلافه] ومجازفة [بخلاف جنسه]" يعنى إذا باعه بخلاف جنسها، لقوله عليه السلام: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد، أما إذا باعها بجنسها مجازفة فلا يجوز لما فيه من احتمال الربا، والمجازفة هي أخذ الشيء بلا كيل ووزن، فإن قلت: ذكر الطعام يغنى عن ذكر الحبوب؛ لأنه شامل لها، فما حصل به سوى التكرار؟ قلت: اسم الطعام في العرف يقع على الحنطة ودقيقها، والمراد من الحبوب ما سوى الحنطة، كالذرة والعدس والحمص وغير ذلك، فليس بتكرار. (الجوهرة مع الزيادة)

- (٤) قوله: "بيع الطعام" وفي "البحر": الفتوى على أن الطعام لا يخص الحنطة والدقيق. (الفتح والعيني)
- (٥) قوله: "ومجازفة [بخلاف جنسه]" وهي من الجزاف -مثلثة الجيم- واقتصر في "البحر" و "النهر" على الضم، ونقل السيد الحموى عن "مفتاح الأدب": أنه بكسر الجيم هو المسموع، وقال غيره الجزاف -بكسر الجيم- معرب گزاف: هو أخذ الشيء بالخرص بلاكيل ولا وزن. (العيني والمعدن والفتح)
- (٦) وبإناء [يجوز] بعينه . . . إلخ "هذا إذا كان الإناء من خذف أو حديد أو خشب ومما أشبهه مما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، مثل أن يقول: بعت منك مل عذا الطست ، أو مل عذا القصعة ، فإنه يجوز ؛ لأن الجهالة فيه لا تفضى إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه التسليم ؛ لأنه بيع عين حاضرة ، فيندر هلاكه قبله ، بخلاف السلم ؛ لأن التسليم فيه متأخر ، والهلاك ليس بنادر قبله ، فيتحقق المنازعة فيه ، فلا يجوز ، وأما إذا كان الإناء مما يحتمل الزيادة والنقصان كالزنبيل والجراب والجواليق لا يجوز ؛ لأن هذه الأشياء تنقبض وتنبسط إلا أن أبا يوسف استحسن في الماء ، واختاره وإن كان يحتمل الزيادة والنقصان ، وهو أن يشترى من هذا الماء ، كذا قربة بهذه القربة وعينها ، فإنه يجوز عنده . (الجوهرة)
- (٧) هذا إذا كان الإناء والحجر بحالهما، أما لو تلفا قبل أن يسلم، فسد البيع؛ لأنه لا يعلم مبلغ ما باع منه. (ج)
  - (٨) بالضم: توده.
- (٩) قوله: "كل قفيز . . . إلخ" القفيز مكيال قاله في "المغرب"، ولم يبين قدره، كذا قال عيني، وفي بعض كتب اللغة: أن القفيز مكيال قدر اثني عشر صاعًا، ونقل في "البناية" عن الجوهري: أن القفيز ثمانية مكاكيك،

رَحِمَهُ اللهُ، وبَطُلَ في البَاقِي (١)، إلا أن يُسَمَّى جُملَةً قُفزَانِهَا.

وقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومُحَمّدٌ: يَصِّح في الوَجهَين (٢) .

ومَن بَاع (٢) قَطِيعَ (١) غَنَمٍ، كُلِّ شاة بدرهَمٍ، فالبَيعُ فَاسِدٌ في جَمِيعِهَا (٥) ، وكَذَلِكَ مَن بَاعَ ثَوبًا مُذَارِعَةً (٢) ، كُلِّ ذِراع بدرهَمٍ، ولَم يُسَمَّ جُملَةَ الذُرْعَانِ (٧) .

ومَن ابتَاعَ صُبرَةَ طَعَامٍ عَلَى أَنّهَا مائَةُ قَفِيزِ عِائَة درهَم، فَوجَدَهَا أَقَلَّ مِن ذَلك (^)، كَانَ المُشتَرِى بُالخِيَار، إِنْ شَاءَ أَحَذَ المَوجُودَ بِحِصته مَنَ الثَّمَنِ (٩)، وإِن شَاءَ فَسَخَ البَيعُ (١)، والمكوك مكيال، وهو تُلث كيلجات، والكيلجة منان وسبعة أثمان منّ، والمن رطلان والرطل ثنتا عشرة أوقية، والأوقية أستار وثلثا استار، والأستار أربعة مناقيل ونصف، والمثقال درهم وثلث أسباع درهم.

(۱) قوله: "جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة، وبطل في الباقى" لأنه تعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمن، فيصرف إلى الأقل، وهو معلوم، إلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان أو بالكيل في المجلس؟ ولأنه لا يعلم قدر القفزان فجهل الثمن عند المتعاقدين، وتسميته لكل قفيز درهما لا يوجب معرفته في الحال، وإنما يعرف في الثاني، وذلك يمنع صحة العقد، وصار هذا أي ما بين من صورة المسألة كما لو أقر، وقال: لفلان على كل درهم، فعليه درهم واحد بالإجماع، فإن كلمة "كل" إذا أضيفت إلى ما لم يعلم منتهاه، فإنها تتناول أدناه.

وقالا: يصح في الوجهين؛ لأن الجهالة بيدهما إزالتها، ومثلها غير مانع من صحة العقد، ثم إذا جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة، فللمشترى الخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه لتفرق الصفقة عليه. (الجوهرة)

- (۲) قوله: "يصح في الوجهين [سمى جملة قفزانها أو لم يسم]" وظاهر الهداية ترجيح قولهما، وبه يفتى
   تيسيرًا على الناس. (العيني والفتح)
  - (٣) والحكم يعم الإبل والبقر، وكل ما في تبعيضه ضرر.
    - (٤) گله .
- (٥) قوله: "فالبيع فاسد في جميعها [وبه يفتي] وكذلك من باع ثوبًا... إلخ" وكذا كل عددى متفاوت عند أبي حنيفة في القيمة، وقالا: هو جائز في الجميع؛ لما قلنا من أن الجهالة بيدهما إزالتها، وعنده ينصرف إلى الواحد، لما بينا من أنه تعذر الصرف إلى الكل غير أن بيع شاة من قطيع وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت، وبيع قفيز من طعام يجوز لعدم التفاوت، فلا تفضى الجهالة إلى المنازعة فيه، وتفضى إلى المنازعة في الأول، فوضح الفرق، كذا في "الهداية".
  - (٦) أي على أن البائع والمشترى يذارعانه.
- (٧) قوله: "ولم يسم جملة الذرعان" وجملة الثمن، وأما إذا بيّنهما، أو بيّن أحدهما، كما إذا قال: بعتك
   هذا الثوب وهي عشرة أذرع بعشرة دراهم، كل ذراع بدرهم، أو قال: بعتك هذا الثوب وهي عشرة أذرع كل ذراع
   بدرهم، أو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم، كل ذراع بدرهم فصحيح، كذا في "العناية".
  - (٨) كتسعين قفيزًا مثلا .
- (٩) قوله: "بحصته من الثمن" لأن الثمن ينقسم بالأجزاء على أجزاء المبيع المثلى مكيلا أو موزونًا،
   لا القيمى، أو فسخ لفوات الصفقة، وكذا كل مكيل أو موزون ليس في تبعيضه ضرر. (العيني والفتح)

وإنْ وَجَدَهَا أَكثَرَ من ذَلكَ، فالزيَادَةُ للبَائع (١).

ومَن اشتَرَى تُوبًا عَلَى أَنّه عَشَرَةُ أُذرُع بِعَشَرَة دَرَاهِمَ، أُو أُرضًا عَلَى أَنّهَا مِائَةُ ذراع بِمائَة دراع بِمائَة دراع بِمائَة دراع بِمائَة دراع بِمائَة دراع بِمائَة دراع بِمائَة فَوَجَدَها أَقَلَّ مِن ذَلِكَ، فالمُشتَرى بالخِيَارِ (٢)، إِن شَاءَ أَخَذَهَا بِجُملَة الثَّمَن، وإِن شَاءَ تَرَكَهَا (٢)، وإِن وَجَدَها أَكثَر مِن الذراع الذي سَمَّاهُ، فهي للمُشتَرى (١)، ولا خيارَ للبَائع، .

وإن قَالَ: بِعتُكَهَا<sup>(٥)</sup> عَلى أنّهَا مائَةُ ذِرَاعِ بِمائَة دِرهَمٍ، كلُّ ذِرَاعٍ بِدرهَمٍ، فوَجَدَهَا نَاقَصَةً، فهُوَ بالخِيَارِ، إن شَاءَ أَحَذَهَا بحِصّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ، وَإِن شَاءَ تَرَكَهَا (٢)، وإن وَجَدَهَا زَائِدَةً كَانَ

- (١٠) لتفرق الصفقة على المشترى قبل التمام، فلم يتم رضاه بالموجود. (ج)
- (١) قوله: "فالزيادة للبائع" لأنه لم يدخل في البيع إلا القدر المسمى، فبقى الزيادة على ملكه، والقدر ليس بوصف حتى يتبع الأصل. (العيني)
- (۲) قوله: "فالمشترى بالخيار" والأصل فيه أن الذراع في المذروعات وصف، والكيل في المكيلات أصل، فلا ينقسم الثمن على الأوصاف إلا عند التعيين، إلا أنه يثبت له الخيار لفوات الوصف المرغوب فيه. ثم اعلم أن المشايخ ذكروا في الفرق بين الأصل والوصف حدودًا، فقيل: بأن ما يتعيب بالتبعيض والتشقيص، فالزيادة والنقصان فيه وصف، وما لا يتعيب، فالزيادة والنقصان فيه أصل، وقيل: الوصف ما لوجوده تأثير في تقويم غيره، ولعدمه تأثير في نقصان غيره، والأصل ما لا يكون بهذه المثابة، وقيل: إن ما لا ينتقص قيمته الباقي بفواته فهو أصل، وما ينتقص قيمته الباقي بفواته فهو وصف، فعلم أن القدر في المكيلات والموزونات أصل، والذراع في المزروعات وصف، فإذا انتقص قفيز من مائة قفيز لا يتعيب الباقي، ويشترى الباقي بحصته من الثمن، واليد والعين إذا فاتنا ينتقص قيمة النفس، فلا يشترى الباقي بالثمن الذي كان يشترى معه بحصته ما نقص، وكذا الذراع الواحد من الثوب أو الدار إذا فات، فيأخذ إن شاء بكل الثمن أو ترك. (الفتح والكفاية والعيني)
- (٣) قوله: "إن شاء أخذها بجملة الثمن، وإن شاء تركها... إلخ" لأن الذراع وصف في الثوب؛ لأنه عبارة عن الطول والعرض، والوصف لا يقابله شيء من الثمن كالأطراف في الحيوان، فلهذا يأخذ بجميع الثمن، بخلاف القدر في الصبرة؛ لأن المقدار يقابله الثمن، فلهذا يأخذ بحصته إلا أنه يتخير هنا لفوات الوصف المذكور لتغير المعقود عليه. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "فهي للمشتري، ولا خيار للبائع" لأن الذراع صفة لا يقابلها شيء من الثمن، فكان هذا بمنزلة ما إذا باع عبدًا معيبًا، فإذا هو سليم، كان للمشتري من غير زيادة في الثمن ولا خيار للبائع. (الجوهرة وغيرها)
- (٥) قوله: "بعتكها" أنّت الضمير وذكر قبله لفظ الثوب على تأويل الثياب أو المذروعات؛ لأن لفظة عشرة أذرع دال عليها، كذا في "النهاية". (الجوهرة)
- (٦) قوله: "إن شاء أخذها بحصتها من الثمن، وإن شاء تركها؛ لأن الوصف وإن كان تابعًا، لكنه هنا صار أصلا بإفراده بذكر الثمن حيث قال: كل ذراع بدرهم؛ لأن مقابلة الثمن من خواص كونه أصلا، إذا الثمن لا يقابل الأوصاف، فنزل كل ذراع بمنزلة ثوب، فقلة الأصل تقتضى قلة الثمن، وهذا أى أخذها بحصتها من الثمن؛ لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن آخذًا لكل ذراع بدرهم، وهو لم يبع إلا أن يكون كل ذراع بدرهم، فإن كلمة على تأتى للشرط، كما عرف في موضعه.

المُشتَرِى بالخِيَارِ(١)، إن شَاءَ أَخذَ الجَمِيعَ، كلُّ ذِرَاعٍ بِدرهَمٍ، وإن شَاءَ فَسَخَ البَيعَ (٣)

ولَو قَالَ: بِعتُ منكَ هَذه الرزمَةَ عَلى أنّهَا عَشَرَةُ أَثُواب بِمَائَة درهَم، كُل ّثُوب بِعَشَرَة، فإن وَجَدَهَا نَاقَصَةً، جَازَ البَيعُ بحصّته (٣)، وإن وَجَدَهَا زَائدَةً، فالبَيعُ فَاسَد (أَنَّ).

ومَن بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِنَاءُهَا في البَيع وإن لَم يُسَمّه (°)، ومَن بَاعَ أرضًا دَخَلَ مَا فيها من النَخلِ والشَجَرِ (¹) في البَيع وإن لَم يُسَمّه، ولا يَد خُلُ الزَرعُ في بَيع الأرضِ إلا

<sup>(</sup>١) قوله: "كان المشترى بالخيار" إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم، وإن شاء فسخ البيع؛ لأنه إن حصل الزيادة في الذراع تلزمه زيادة الثمن، فكان نفعًا يشوبه ضرر، فتخير، وإنما تلزمه الزيادة؛ لما بينا أنه صار أصلا، ولو أخذه بالأقل لم يكن آخذًا بالشروط، أي كل ذراع بدرهم، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>۲) قوله: "فسخ البيع" إنما قال في الأولى: إن شاء تركها، وفي الثانية إن شاء فسخ البيع؛ لأن المسمى لما كان ناقصًا في الأولى لم يوجد المبيع، فلم ينعقد البيع حقيقة، فكان أخذ الأقل بالأقل كالبيع بالتعاطى، وفي الثانية وجد المبيع مع زيادة هي أصل لا وصف؛ لأن الذراع وإن كان وصفًا يصلح أن يكون أصلا، لأنه عين ينتفع به بانفراده، فإذا سمى لكل ذراع ثمنًا جعل أصلا، فإذا صار أصلا، فوجده ناقصًا أخذه بحصته، ويثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه، وإن وجده زائدًا، فهو بالخيار في الأخذ والفسخ؛ لأن زيادة المبيع، وإن كانت نفعًا، لكن يشوبها ضرر زيادة الثمن، فيتخير، وليس له أن يأخذ القدر المسمى، ويترك الزائد؛ لأن التبعيض يضره، بخلاف الصبرة، ألا ترى أنه لا يجوز بيع المذروع ابتداء وفي الصبرة يجوز. (الفتح)

<sup>(</sup>٣) قوله: "جاز البيع بحصته" أى بحصة الموجود؛ لأن ثمن كل واحد من الثياب معلوم، والموجود يصح فيه البيع، ويبطل في المعدوم، وعن أبي حنيفة أنه يفسد؛ لأن البائع جمع بين معدوم وموجود في صفقة واحدة، والصحيح أنه يجوز في فصل النقصان عندهم جميعًا؛ لأنه لم يجعل قبول العقد في المعدوم شرطًا لقبوله في الموجود، بل قصد بيع الموجود إلا أنه غلط في العدد. وفي "النهر": جعل الفساد في النقصان رواية عن أبي حنيفة، فيه نظر، بل هو لبعض المشايخ، وليس بصحيح. (العيني والفتح)

 <sup>(</sup>٤) قوله: "فالبيع فاسد" لأن العقد تناول العشرة، فعليه رد الثوب الزائد، وهو مجهول، وبجهالته يصير المبيع مجهولا، والجهالة مفضية إلى المنازعة، فلم يجز البيع في الكل.

<sup>(</sup>٥) قوله: "دخل بناءها [أى الجدار والسقف]. . . إلخ "ودخول البناء في بيع الدار الفقوله عليه الصلاة والسلام: "من ملك أرضًا ملك ما فوقها إلى السماء وما تحتها من الثرى" لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف؛ لأنه متصل بها اتصال قرار، ولأن البناء في الدار من صفاتها، وصفات المبيع تابعة له، ثم إذا باع الدار دخل في المبيع جميع ما كان فيها من بيوت ومنازل، وعلو وسفل ومطبخ وكنيف، وجميع ما يشتمل عليها حدودها الأربعة، كذا في "الجوهرة" و" العيني" و" المعدن" و "الفتح".

<sup>(</sup>٦) قوله: "دخل ما فيها من النخل والشجر [كبيرة كانت أو صغيرة، مثمرة أو غيرها على الأصح، كذا في "النهاية"..]" لأنه متصل بها للقرار، فأشبه البناء، ولأنه يبقى في الأرض على الدوام. (الجوهرة)

498

بالتَسميَة (١).

ومَن بَاعَ نَخلا أو شَجَرًا فِيهِ تَمرَةٌ، فتَمرَتُه للبَائِعِ (١) إلا أن يَشتَرِطَهَا الْمُبتَاعُ (٦)، ويُقَالُ للبَائع: اقطَعْهَا وسَلّم الْمَبيعَ (١) .

ومَن بَاعَ ثَمرَةً لَم يَبُدُ (٥) صَلاحُها (٦) ، أو قَد بَدَا جَازَ البَيعُ (٧) ، وَوَجَبَ عَلَى المُشتَرى

(۱) قوله: "ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية" لأنه متصل بها للفصل، فأشبه المتاع الذي فيها؟ ولأن له غاية ينتهي إليها، بخلاف النخل والكرم، فإن قيل: يشكل على هذا بيع جارية لها حمل في بطنها، أو بقرة أو شاة لهما حمل في بطونهما، فإنه يدخل في البيع وإن كان اتصاله بالأم للفصل لا محالة، وله غاية ينتهي إليها، وبينه وبين الزرع مناسبة، لقوله تعالى: ﴿ فَاتُوا حَرِئْكُم أَنِي شَبْتُم ﴾ كيف دخل الولد ولم يدخل الزرع.

قلنا: لما لم يقدر أحد غير الله على فصل الولد من أمه، ووجدت المجانسة بينه وبين أمه، نزل منزلة الجزء منها، فلم يعتبر انفصاله في ثاني الحال، لوجود معنى الجزئية ولعدم إمكان البائع من فصله، وأما الزرع فليس من جنس الأرض، ويتمكن من فصله كل أحد. (الجوهرة)

(٢) قوله: "فثمرته للبائع" لقوله عليه السلام: «من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ولأن اتصال الثمر والشجز وإن كان خلقة، فهو للقطع لا للبقاء، فصار كالزرع، فلا يدخل إلا بالتسمية، كذا في "الهداية".

(٣) قوله: "إلا أن يشترطها المبتاع [أى المشترى]" بأن يقول: اشتريت هذا الشجر مع ثمره، سواء كانت مؤبرة أو لا في كونها للبائع عندنا، والتأبير هو التلقيح، كذا في "الجوهرة"، لا يدخل الثمر والزرع في البيع إلا بالشرط، لأن اتصال الزرع والثمر ليس للقرار، فصار كالمتاع الموضوع في الدار، وعبر ههنا بالشرط وفي الزرع بالتسمية ليفيد عدم الفرق، وإن هذا الشرط غير مفسد، وخصه بالثمر اتباعًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع" من غير فصل بين الموبر وغيره، ويقوم مقام التسمية والشرط ما لو قال: لكل قليل وكثير هو فيها، والتأبير أن يشق وعاء نخل الشيء، فيجعل فيه شيء من طلع نخل والشرط ما لو قال: لكل قليل وكثير هو فيها، والتأبير أن يشق وعاء نخل الشيء، فيجعل فيه شيء من طلع نخل والثمر، وهو إصلاح للثمر، وعند الثلاثة لو لم يكن الشمرة مؤبرة تدخل، وإلا فلا، وفي القياس يدخل الزرع والثمر، فكان وجه القياس بالنظر لمطلق الاتصال بالمبيع، وإن لم يكن على وجه القرار. (العيني والفتح)

(3) قوله: "ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع" أى بعد نقد المشترى الثمن اقطع الزرع والثمرة، وسلم الأرض والشجرة؛ لأن ملك المشترى مشغول بملك البائع، فكان عليه تفريغه وتسليمه، كما إذا كان فيه متاع موضوع، وقال الشافعى: يترك حتى يظهر صلاح الثمرة ينتفع به الدواب أو الإنسان، ويستحصد الزرع؛ لأن الواجب هو التسليم المعتاد، وفي العادة أن لا يقطع إلا كذلك، وصار كما إذا انقضت مدة الإجارة، وفي الأرض زرع لم يدرك، فإنه يترك إلى الحصاد، وبه قال أحمد ومالك.

ولنا: إن التسليم واجب بحكم العقد بخلاف الإجارة؛ لأنها للانتفاع، فيترك بأجر المثل، ألا ترى أنه لو اشترى دكانًا لا يكون له الطريق إلا بالشرط، وفي الإجارة يدخل من غير شرط، ولا فرق بين ما إذا كان للثمر والذرع قيمة أو لا، ويكون في الحالين للبائع. (العيني والفتح)

(٥) بدا يبدو بدوا، آشكاراً گرديد.

(٦) بأن لم يصلح لتناول بني آدم، أو علف الدوابّ. (ج)

قَطعُها في الحال (١) فإن شرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَحلِ فَسَدَ البَيعُ . ولا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ ثَمرَةً (١) ويَستَثني مِنهَا أرطَالا مَعلُومَةً . ويَستَثني مِنهَا أرطَالا مَعلُومَةً . ويَجُوزُ بَيعُ الحنطة في سُنبُلهَا (١) والبَاقلي في قشرها .

(٧) قوله: "جاز البيع" سواء أبرت أم لا، لأنه مال متقوم لكونه منتفعًا في الحال، وهذا إذا بدا، أو في ثاني الحال وهذا إذا لم يبدو، وقال شمس الأثمة السرخسي: لا يجوز البيع قبل أن يبدو صلاحها، والأول أصح رواية ودراية . (الجوهرة وغيرها)

(۱) قوله: "ووجب على المشترى قطعها في الحال" تفريغًا لملك البائع، فهذا إذا اشتراها مطلقًا، أو بشرط القطع، أما إذا شرط تركها على رؤس النخل، فسد البيع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وهو شغل ملك الغير، أو هو صفقة في صفقة في صفقة في الشتراط الترك إن كان بأجر إجارةً في بيع، وإن لم يكن بأجركان إعارةً في بيع، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ لأن المشترى شرط لنفسه زيادة مال يحصل له سوى ما حصل تحت البيع من مال البائع، وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما قلنا.

وإذا اشترى الثمرة مطلقًا من غير شرط الترك، وتركها بإذن البائع، طاب له الفضل، وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاته، بأن تقوم قبل الإدراك، ويقوم بعده، فيتصدق بما زاد من قيمته إلى وقت الإدراك لحصوله بجهة محظورة، وإن تركها بعد ما تناها عظمها، لم يتصدق بشيء؛ لأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة، أي تغير حاله من التي إلى النضج، لا تحقق زيادة في الجسم، وإن اشتراها مطلقًا، ثم استأجر النخيل إلى وقت الإدراك، طاب له الفضل، والإجارة باطلة؛ لأنها أضيفت إلى غير محل الإجارة، فإن محلها المنفعة دون العين، والباطل معدوم بأصله، فلا يصلح متضمنًا، فبقي تضمن الإذن مقصودًا معتبرًا، فيطيب له الفضل، بخلاف ما لو اشترى الزرع وهو بقل، واستأجر الأرض إلى أن يدرك، حيث يجب أجر المثل، ولا يطيب له الفضل؛ لأن الإجارة فاسدة للجهالة؛ لأنها إلى وقت الحصاد، وذلك مجهول، ويكون عليه أجرة مثل الأرض لا يتجاوز بها المسمى، ويطيب له من الخارج قدر ما ضمن من الثمن وأجرة المثل، ويتصدق بالفضل. (ع والفتح وج)

(۲) قوله: "ولا يجوز أن يبيع . . . إلخ" لأن الباقى بعد الاستثناء المعلوم مجهول ، بخلاف ما إذا باع واستثنى نخلا معينًا ؛ لأن الباقى معلوم بالمشاهدة ، وهذا رواية الحسن عن أبى حنيفة ، وهو قول الطحاوى ، أما على ظاهر الرواية فينبغى أن يجوز ؛ لأن المبيع معلوم بالإشارة ، والمستثنى معلوم بالعبارة ، وبه قالت الثلاثة ، وقوله: أن يبيع ثمرة سواء كان على الشجر أو مجذوذًا موضوعًا على الأرض ، كذا فى "الكفاية" . وقال فى "الجوهرة النيرة" و"البناية "نقلا عن تاج الشريعة أن هذا إذا كان الثمر على الشجر ، أما إذا كان مجذوذًا ، وباع واستثنى أرطالا معلومة جاز ، وهكذا فى الخجندى ، وفى قوله : أرطالا إشارة إلى أن المستثنى لو كان رطلا واحداً يجوز ، كذا فى شاهان ، لأنه استثنى القليل من الكثير ، بخلاف الأرطال لجواز أن لا يكون إلا ذلك القدر ، فيكون المعلوم ، كذا فى "البناية" ، وفى "العناية" أنه لا يجوز .

(٣) قوله: "ويجوز بيع الحنطة في سنبلها . . . إلخ" وكذا الأرز والسمسم لـما روى عـن النبي على أنه نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، وهـذا إذا باعه بخلاف جنسه ، أما بجنسه فلا يجوز لاحتمال الربا فيه ؛ لأنه لايدري قدر ما في السنبل .

ومَن بَاعَ دَارًا(١) دَخَلَ في البَيع مَفَاتِيحُ أَغْلاقِهَا(٢).

وأُجرَةُ الكَيَّالِ وِنَاقِدِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ (")، وُأُجرَةُ وَازِنِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشتَرِى (نا . ومَن بَاعَ سِلْعَةً (٥) بَثَمَنٍ (١) ، قِيلَ للمُشتَرِى: إِدفَع الثَّمَنَ أُوّلًا (٧) ، فإذَا دَفَعَ ، قِيلَ للبَائِعِ: سَلّم الْمَبِيعَ (٨) ، .

ومَن بَاعَ سِلعَةً بسِلعَة (٩) أو ثَمَنًا بِثَمَن (١٠)، قِيلَ لهُمَا: سَلّمَا (١١) مَعًا .

(٢) قوله: "مفاتيح أغلاقها [الغلق -بفتح اللام- ما يغلق ويفتح بالمفتاح]" أي إذا كانت المفاتيح والأغلاق من الخشب، أي المتصل بالباب، وإذا كانت من الحديد غير متصل به، لايدخل بالإجماع. (العيني والمعدن)

(٣) قوله: "وأجرة الكيال، وناقد الثمن على البائع" لأن الكيل لا بد منه التسليم، وهو على البائع، وهذا إذا باعه مكايلة، أما إذا باعه مجازفة لا يجب على البائع أجرة الكيال؛ لأنه لا يجب عليه الكيل، فلا تجب عليه أجرته، وأما ناقد الثمن فذكر الشيخ أن أجرته على البائع، وهو رواية ابن رستم عن محمد؛ لأن النقد يكون بعد التسليم؛ لأنه بعد الوزن والبائع هي المحتاج إليه ليعرف المعيب فيرده، وروى ابن سماعة عن محمد أنه على المشترى؛ لأن حق البائع عليه الجياد، وعليه تسليمها إليه، فلزمته أجرته، وهذا إذا كان قبل القبض، وهو الصحيح، أما بعده فعلى البائع، كذا في "الجوهرة"، وفي "الفتاوى الصغرى": اختلف المشايخ في أجرة النقد، الصحيح، أما بعده فعلى البائع، كذا في "الجوهرة"، وفي "الفتاوى الصغرى": اختلف المشايخ في أجرة النقد، قال بعضهم: على المشترى، ثم قال: وبه يفتى، وبه كان يفتى الصدر الشهيد، واختاره في "الواقعات".

- (٤) لأنه هو المحتاج إلى تسليم الثمن إلى البائع، وبالوزن يتحقق التسليم. (ج)
  - (٥) بالكسر: متاع وأسباب.
    - (٦) بالدراهم والدنانير.
- (٧) قوله: "قيل للمشترى [أى عند النزاع بينهما] ادفع . . . إلخ" لأن حق المشترى قد تعين في المبيع ، فيدفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض تحقيقًا للمساواة ، ولا يجب على المشترى تسليم الثمن حتى يحضر البائع المبيع . (الجوهرة)
- (٨) قوله: "سلّم المبيع [لأنه قد ملك الشمن بالقبض، فلزمه تسليم المبيع. (ج)]" التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع، ولا حائل، وأن يقول: خليت بينك وبين المبيع، فلو لم يقله أو كان بعيدًا لم يصر قابضًا. (الفتح)
  - (٩) كفرس بفرس، وهذا البيع يسمّى بيع المقايضة. (ج)
  - (١٠) كذهب بفضة، وهذا البيع يسمّى بيع الصرف. (ج)
    - (١١) لاستواءهما في التعيين. (ج)

<sup>(</sup>١) قوله: "دخل في البيع مفاتيح أغلاقها" يعنى مفاتيح الأغلاق المركبة على الأبواب؛ لأن الأغلاق تدخل في بيع الدار؛ لأنها مركبة فيها للبقاء، والمفتاح يدخل في بيع الغلق بغير تسمية؛ لأنه بمنزلة بعضه، إذ لا ينتفع به بدونه. (الجوهرة)

#### بابُ خيار الشَرط<sup>(١)</sup>

## خِيَارُ الشَرِطِ جَائِزٌ (٢) في البيعِ (٣) للبَائِعِ والمُشتَرِي، ولَهُما الخِيَارُ (٤) ثَلاثةَ أَيَّامٍ (٥) فَما

(١) قوله: "باب خيار الشرط" هذه الإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه، أي خيار يثبت بالشرط، إذ لو لا الشرط لما ثبت الخيار، بخلاف خيار العيب والرؤية، فإنهما يثبتان من غير شرط، مناسبة هذا الباب بباب قبله أنه قد بين من قبل بيع البات والآن شرع في غير البات. (الفاتح وغيره)

قوله: "خيار الشرط، اعلم أن الخيارات ثلاثة: خيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وهذا هو المذكور في المختصرات، وخيارات أخر تبلغ أسماءها إلى ستة عشر، كخيار تعيين وغبن ونقد وكمية واستحقاق وتقرير فعلى وكشف حال، وخيانة في مرابحة وتولية وفوات وصف مرغوب فيه، وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيع، وإجازة عقد فضولي، وظهور المبيع مستأجراً أو مرهوناً، والفسخ بإقالة وتحالف. وقدم خيار الشرط على البواقي لكونه أعم وجوداً؛ لأنه يجرى في غير البيع أيضاً، وقد نظم في "النهر" ما يصح فيه خيار الشرط، وما لايصح، فقال:

ياتسى خسيسار السشسرط فسى الإجسارة والسرهن والسعستيق وتسرك السشسف عسة والسوقيف والسقسسمية والإقبال سسسسة ولا السنكاح والسطيلاق والسسسسلسم

والبيع والإبـــراء والـــكفالة والـــكفالة والـــكفالة والـــملح والخلع مع الحــوالة لا الــصرف والإقـرار والـــوكالمة نستذر و أيمان و هـــذا يغتنم

وكذا يصح في الكتابة، وينبغي صحته في المزارعة والمعاملة، وإنما يدخل في لازم يحتمل الفسخ، فلهذا لايصح في الوصية، وهو يمنع ابتداء الحكم، وإنما كان عمله في منع الحكم دون السبب؛ لأن من حقه أن لا يدخل في البيع لكونه في معنى القمار، ولكن لما جاء به السنة لم يكن بد من العمل، فأظهرنا عمله في منع الحكم تقليلا لعمله بقدر الإمكان؛ لأن دخوله في السبب يستلزم الدخول في الحكم دون العكس، كذا في "العناية" و "فتح المعين". قال في "الجوهرة": خيار الشرط يمنع ابتداء حكم البيع، وهو الملك، وهو وضع للفسخ لا للإجازة عندنا، حتى إذا فات وقت الفسخ بمضى وقته، تم العقد، وقال مالك: وضع للإجازة لا للفسخ، فإذا مضت فاتت الإجازة، وانفسخ العقد.

- (٢) قوله: "خيار الشرط جائز في البيع. . . إلخ "البيع تارة يكون لازمًا، وأخرى غير لازم، واللازم ما لا خيار فيه بعد وجود شرائطه، وغير اللازم ما فيه الخيار، ولما كان اللازم أقوى في كونه بيعًا قدمه على غيره، ثم قدّم خيار الشرط على سائر الخيارات؛ لأنه يمنع ابتداء الحكم، ثم خيار الرؤية؛ لأنه يمنع تمام الحكم، ثم خيار العيب؛ لأنه يمنع لزوم الحكم، وإنما كان عمله في منع الحكم دون السبب، كذا في "العناية".
- (٣) قوله: "في البيع قيد بالبيع احترازاً من الطلاق والعتاق مثلا، والتحقيق مرّ في القول السابق عن قريب في هذا الباب. (الجوهرة وغيرها)
- (٤) قوله: "ولهما الخيار ثلاثة أيام . . . إلخ " يحتمل أن يكون معطوفًا على ما تقدم ، أى خيار الشرط جائز لكل واحد منهما بانفراده ولهما معًا ، ويجتمل أن يكون ابتداء كلام لبيان مدة الخيار ، والحاصل أنه لهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها ، لقوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقذ بن عمرو الأنصارى ، وكان يُغبن في البياعات ، فقال عليه الصلاة والسلام : "إذا بايعت فقل لا خلابة بيني وبينك ولى الخيار ثلاثة أيام " فالبيع بخيار الشرط على أربعة أوجه خيار البائع منفردًا وخيار المشترى منفردًا وخيارهما مجتمعًا وخيار غيرهما ، والخيار إما أن يكون مطلقًا أو مؤبدًا أو موقتًا ، والأولان لا يجوزان بالاتفاق ، وأما الموقت فيجوز بشرط أن يكون الوقت معلومًا ، فلو كان

دُونَها، ولا يَجُوزُ أكثَرَ مِن ذَلِكَ عِندَ أَبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ('). وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمّدٌ: يَجُوزُ إِذَا سَمّى مُدَّةً مَعلُومَةً، وحيارُ البَائِع يَمنَعُ حُرُوجَ الْمَبِيعِ مِن مِلكِه ('')، فإن قَبَضَهُ المشترى فَهَلَك بيده في مدة الخيارِ ضَمنَه بالقيمة ('')، وحيارُ المُشتَرِى (نَّ الا مَن المَستَرى لا يَملكُهُ عَندَ أبي حَنيفَة .

مجهولاً لم يصح اتفاقًا. (العيني والفتح والجوهرة)

(٥) قوله: "ثلاثة أيام" بالرفع على الابتداء وبالنصب على الجر بالظرف، أى في ثلاثة أيام. (الجوهرة النيّرة)

(١) قوله: "ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى" وبه قال زفر والشافعي ومالك؛ لأنه مخالف لمقتضى العقد، ولكن جوزنا إلى الثلاثة للحديث المذكور، فبقي ما وراءه على ظاهر القياس.

وقالا: تجوز الزيادة إذا ذكرا مدة معلومة طالت أو قصرت، وبه قال أحمد؛ لأنه شرع نظراً للمتعاقدين للاحتراز عن الغبن، وقد لا يحصل ذلك في ثلاثة أيام، ولأن ابن عمر رضى الله عنه أجاز الخيار إلى شهرين، وله أنه ورد من رواية عبد الرزاق عن أنس أن رجلا اشترى بعيراً، وشرط الخيار أربعة أيام، فأبطل عليه السلام البيع، وقال: الخيار ثلاثة أيام، وما روى عن ابن عمر رضى الله عنه ليس بنص في خيار الشرط، فيحتمل أن يكون خيار الرؤية أو العيب، وأيضاً إن حديث حبان مشهور، فلا يعارضه حكاية حال ابن عمر رضى الله عنه، وقد قال الزيلعي أن حديث ابن عمر غريب جداً. (العيني والفتح وغيرهما)

- (۲) قوله: "وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه" لأنه إنما يخرج بالمرضاة، ولا رضامع الخيار، وفائدة هذا أن البائع إذا أعتق عبده المبيع بالخيار يعتق، ويملك التصرف في المبيع من الهبة والعتق، والبيع والوطء والقبلة للشهوة وغير ذلك من التصرفات الفعلية، فإذا تصرف نفذ تصرفه، وانفسخ العقد سواء كان المشترى حاضراً أو غائبًا، وإن فسخ بالقول إن علم المشترى بذلك في مدة الخيار صح الفسخ إجماعًا، وإن لم يعلم حتى مضت المدة بطل الفسخ، ولزم البيع عندهما، وقال أبو يوسف: صح الفسخ، ولو تصرف المشترى في مدة الخيار في البيع، بعز ؟ لأنه لم يخرج من ملك البائع، وإن تصرف في الشمن وهو عين في يده لايجوز أيضًا، لأنه قد خرج من ملك المبيع في يد البائع، انفسخ البيع، ولا شيء على المشترى. (الجوهرة والفاتح وغيرهما) ملكه بالإجماع، ولو هلك المبيع في يد البائع، انفسخ البيع، ولا شيء على المشترى. (الجوهرة والفاتح وغيرهما) (٣) يعني إذا لم يكن مثليًا، أما إذا كان مثليًا فعليه مثله.
- (٤) قوله: "وخيار المشترى لا يمنع" لأن البيع في جانب الآخر، يعنى البيع لازم أى ثابت لتمام الترضى منه، حتى لا يتمكن البائع من الفسخ، وهذا أى عدم منع خيار المشترى لخروج المبيع عن ملك البائع؛ لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخيار، لأنه شرع نظرًا له دون الآخر، يعنى أن الخيار مانع للحكم في جانب من له الخيار.
- (٥) قوله: "لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع . . . إلخ" لأن البيع من جهة البائع تام، ولكن لا يملكه المشترى، ولا خلاف في أن النفقة تجب على المشترى، وإغالم يملكه لئلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد، هذا عند أبي حنيفة، وقالا: يملكه لئلا يكون الملك زائلا لا إلى مالك ولا نظير له، وقال عليه الصلاة والسلام: "لا سائبة في الإسلام" فلو لم يكن له مالك يكون سائبة، وبه قالت الثلاثة، وله أن الخيار شرع للتروية، والتروية بمعنى انديشه كردن فلو دخل في ملكه والثمن لم يخرج عن ملكه اتفاقًا، يلزم اجتماع البدلين في

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ: يَملَكُه، فإن هَلَكَ بِيَده هَلَكَ بِالثَمَن (١) وكَذَلِكَ إن دَحَلَهُ عَيب (٢) ومَن شُرِط (٣) لَهُ الخِيَارُ، فلَه أَن يَفسَخَ في مُدَّة الخِيَارِ، ولَه أن يُجِيزَه، فإن أَجَازَه بغَيرِ حَضرَة صَاحِبِه جَازَ (١) ، وإن فَسَخَ لم يَجُز (٥) إلا أن يَكُونَ الأَخَرُ حَاضِرًا (١) ، وإذَا مَاتَ مَن لَه الخَيارُ بَطَلَ حَيَارُه (٧) ، ولَم يَنتَقِل إلى وَرَثَتِه (٨) ، ومَن بَاعٌ عَبدًا عَلَى أنّه خَبّازٌ أو كاتِب (٩) ، فوَجَدَه

ملكه، أما زوال الملك لا إلى مالك، فله نظائر كعبيد الكعبة يخرجون عن ملك ملاكهم، ولا يدخلون في ملك أحد، وكذا الستر في الكعبة، وكذا التركة المستغرقة بالدين تخرج عن ملك الميت، ولا تدخل في ملك الورثة، ولا تكون سائبة لأنا نقول: الحال موقوفة أن أجيز البائع يستند إلى وقت العقد، فيتبين أنه ملكه من ذلك الوقت، ولا يرد على الإمام ما لو غصب المدبر، وأبق من يده، فإنه يضمن قيمته، ولا يخرج به عن ملك المالك، فيجتمع المعوضان في ملك واحد؛ لأنه ضمان جناية لا معاوضة، وكلامنا في الذي يقبل الانتقال بحكم المعاوضة. (العيني والفتح والعناية وغيرها)

(۱) قوله: "فإن هلك بيده هلك بالثمن" يعنى إذا هلك في يد المشترى، والخيار له؛ لأنه عجز عن رده، فلزمه ثمنه، والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن ما تراضا عليه المتبايعان، سواء زاد على القيمة أو نقص، والقيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان، وأما إذا هلك في يد الباتع قبل أن يقبضه المشترى بطل البيع. (الجوهرة)

(٢) قوله: "وكذلك إن دخله عيب" لأنه بوجود العيب ممسك لبعضه، فلو قلنا أن له الرد يتضرر البائع، وهذا إذا كان عيبًا لا يرتفع، كما إذا قطعت يده، أما إذا كان عيبًا يرتفع كالمرض، فهو على خياره، فإذا زال المرض في الأيام الثلاثة، فله أن يفسخ بعد ما ارتفع المرض في الأيام الثلاثة، وأما إذا مضت الثلاثة، والمرض قائم، لزم العقد لتعذر الرد، كذا في "النهاية".

- (٣) هذا بعمومه يتناول البائع والمشترى والأجنبي؛ لأن شرط الخيار يصح منهم جميعًا.
- (٤) قوله: "جاز" أى صح الإجازة مطلقًا سواء كانت صريحًا بأن يقول أجزته أو أخذته، أو دلالة بأن يتصرف الباتع في ثمن المبيع أو المشترى في المبيع تصرف الملك؛ لأنه إسقاط حقه، فلا يعتبر حضور من عليه الحق كالطلاق والعتاق. (العيني والفتح)
- (٥) قوله: "وإن فسخ لم يجز . . . إلخ "هذا عندهما، وقال أبو يوسف : يجوز ، والخلاف فيما إذا كان الفسخ بالقول ، أما بالفعل فيجوز مع غيبته إجماعًا ، كما إذا باع ، أو أعتق ، أو وطئ ، أو قبّل أو لمس ، وقوله : إلا أن يكون الآخر حاضرًا نفس الحضور ، ليس بشرط ، وإنما الشرط علمه بالفسخ في المدة ، وإن لم يعلم إلا بعدها فقد تمّ البيع ، كذا في " الجوهرة النيّرة " .
- (٦) قوله: "حاضرًا" لأن رفع العقد كالعقد" فلا يقوم بأحدهما كالإقالة، وذكر في جامع الصغير المراد من الحضرة العلم بطريق الحال، فيقوم السبب على المسبب؛ لأن الحضرة سبب العلم. (الفاتح)
- (٧) قوله: "وإذا مات من له الخيار بطل خياره" وتم المبيع من قبله أيهما كان؟ لأن بالموت ينقطع الخيار، وقطعه يوجب تمام البيع، كما لو انقضت المدة، فإن كانا جميعًا بالخيار، فمات أحدهما، تم البيع من قبله، والآخر على خياره، فإن مات جاز عليه، وكذا إذا اشترى المكاتب شيئًا بشرط الخيار، وعجز في الثلاث تم البيع؟ لأن العجز كموته. (الجوهرة)

## بخلافِ ذَلِكَ، فالمُشتَرِى بالخِيَارِ، إن شاءَ أَخَذَهُ بجَمِيعِ الثَمَنِ (١)، وإن شاءَ تَركَه (٢). بخيلافِ ذَلِكَ، فالمُشتَرِى بالخِيَارِ، إن شاءَ أَخَذَهُ بجَمِيعِ الثَمَنِ (١)

#### ومَن اشتَرَى ما لَم يَرَهُ (١)، فالبيعُ جَائزُ (٥)، ولَه الخيَارُ إِذَا رَآهُ، إِن شَاءَ أَخَذَه (٦)، وإِن شَاءَ

(A) قوله: "ولم ينتقل إلى ورثته" لأن البائع أو المشترى رضى بثبوت الخيار للمورث، لا للوارث، وإنما لم يورث لأنه ليس إلا مشية وإرادة لا يتصور انتقاله، والإرث إنما يكون فيما يقبل الانتقال، وقياس الشافعي على خيار العيب لا يصح ؛ لأن خيار العيب في معنى المال. (الجوهرة والفاتح)

(٩) قوله: "ومن باع عبداً على أنه خبّاز أو كاتب، فوجده بخلاف ذلك . . . إلغ" شرط صحة العقد أن يقدر العبد على الكتابة والخبز قدر ما يطلق عليه اسم الكاتب والخباز، وإن كان لا يحسن هذا المقدار فله الخيار، وإن قال البائع: كان يحسن ذلك لكنه نسى عندك، وذلك في مدة ينسى مثلها، فالقول قول المشترى ؛ لأن البائع مدع تسليمه على ما ذكر، والمشترى منكر، فالقول قول المنكر مع يمينه -والله أعلم-. (الجوهرة والعيني والفتح)

(۱) قوله: "إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء تركه؛ لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لكونها تابعة، ولو امتنع الرد بسبب من الأسباب، والمسألة بحالها، رجع بالنقصان بأن يقوم كاتبا وغير كاتب، فيرجع بالتفاوت؛ وليس كل الأوصاف يصح العقد باشتراطها بل الضابطة فيها أن كل وصف لا غرر فيه فاشتراطه جائز لا ما فيه غرر إلا أن يكون اشتراطه بمعنى البراءة من وجوده؛ بأن لا يكون مرغوبًا فيه، وعلى هذا لو باع ناقة أو شاة على أنها حامل، أو تحلب كذا وكذا رطلا، فسد البيع؛ لأنه ليس من قبيل الوصف، وإنما هو من قبيل الشرط ملفاسد، إذ لا يعرف الحمل واللبن حقيقة؛ لأنه يحتمل أنه لبن أو دم أو حمل أو انتفاخ، حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون لا يفسد؛ لأنه وصف لا غرر فيه، ولو قال: إن العبد يخبز كذا وكذا صاعًا، أو يكتب كذا قدرًا، يفسد؛ لأن الوصف لا تعلق له في المقدار، فلا يكون وصفا بل شرطًا فاسدًا، والجارية كالعبد في جميع الأحكام. (العيني)

(٢) لأنه فات الوصف، ولم يرض بالمبيع إلا بذلك الوصف.

(٣) قوله: "باب خيار الرؤية" أى خيار عدم الرؤية، فحينئذ الإضافة من إضافة المسبب إلى السبب إذ عدم الرؤية سبب لثبوت الخيار، ويحتمل أن يكون الإضافة من إضافة الشيء إلى شرطه؛ لأن هذا الخيار يثبت بشرط الرؤية، ويثبت هذا الخيار في كل عين ملكت بعقد يحتمل الفسخ كالشراء، فلا يثبت في المسلم فيه، ولا في الأثمان الخالصة لثبوت كل في الذمة، ولا في المهر، وبدل الخلع والصلح عن القصاص لعدم قبولها الفسخ، وينبغي أن يكون كذلك بدل العتق والكتابة، وقد نظم العلامة الحموى ما يثبت فيه خيار الرؤية، فقال:

فى أربع خيار رؤية يرى إجيارة وقسمة كذا الشراء كذاك صلح في ادعاء المال فاحفظ سريعًا نظمتها في الحال

ثم اعلم أن خيار الرؤية يمنع تمام الحكم لخلل في الرضا، ولهذا كان له رده قبل الرؤية، ولو تصرف فيه جاز تصرفه، وبطل خياره، وخيار الشرط يمنع لزوم الحكم، فكان أقوى في المانعية، ثم خيار العيب يمنع لزوم الحكم، فكان أضعف من الكل، ولهذا قدم المصنف الأقوى، ثم ذكر خيار الرؤية ثم خيار العيب. (الفتح)

- (3) قوله: "ومن اشترى ما لم يره" المراد بالرؤية العلم بالمقصود، فتكون الحقيقة فردًا من أفراد المجاز؛ لأن
   من المبيع ما لم يعلم منه المقصود بالرؤية، بل بالشم مثلا في نحو المسك. (العيني والفتح)
- (٥) قوله: "فالبيع جائز" لقوله عليه الصلاة والسلام: «من اشترى شيئًا لم يرَه فله الخيار إذا رآه»، رواه

رَدَّه، ومَن بَاعَ مالَم يَرَهُ (١)، فلا خِيَارَكَه (١)، وإن نَظَرَ إلى وَجه الصُبرَةِ (١)، أو إلى ظَاهرِ الثَوبِ مَطوِيًا (١)، أو إلى ظَاهرِ الثَوبِ مَطوِيًا (١)، أو إلى وجه الجَارِية، أو إلى وَجه الدّابة وكَفَلهَا (٥)، فلا خِيَارَكَه (١)، وإن رَأَى صَحنَ الدَار (٧)، فلا خِيَارَكَه، وإن لَم يُشَاهد بُيُوتَها (١)، وبَيعُ الأعمَى وشرَاءُه جَائزٌ (٥)، ولَهُ الخيارُ (١) إذَا

الدارقطنى، وظاهر إطلاقه يقتضى عدم اشتراط الإشارة إليه، وعند مالك وأحمد يصح بيعه ببيان الصفة، ويثبت للمشترى الخيار إذا رآه، ولم يكن المبيع بهذه الصفة، وهو قول الشافعى فى القديم، وفى القول الجديد لا يجوز لحهالة المبيع، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عند الإنسان، أى ما ليس بحاضر عند المتبايعين، وروى البخارى وأبو داود عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله! يأتيني الرجل فيسألني عن بيع ما ليس عندى، فأبتاعه من السوق، فأسلم له، فقال له: لا تبع ما ليس عندك»، ولنا ما روينا، ولأن الجهالة فيه لا تفضى إلى المنازعة؛ لأنه إذا لم يوافقه رده، فصار كجهالة الوصف فى المشاهد المعاين، والمراد بالنهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ما ليس فى ملكه؛ لأن حكيمًا رضى الله عنه كان يبيع مالا يملكه، ثم يدخل فى السوق، فيشتريه ويسلم. (العينى والفتح)

- (٦) بجميع الثمن.
- (١) بأن ورث شيئًا، فباعه قبل الرؤية. (ج)
- (۲) قوله: "فلا خيار له" هذا إذا باع عينًا بثمن، أما إذا باع عينًا بعين، ولم ير كل واحد منهما ما يحصل له من العوض، كان لكل واحد منهما الخيار؛ لأن كل واحد منهما مشترى للعوض الذى يحصل له، وأما فى الصورة الأولى، يعنى إذا باع عينًا بثمن، فقال فى "الهداية": إن أبا حنيفة كان يقول أولا: له الخيار، يعنى للبائع التمن زيفًا، اعتبارًا لخيار العيب، وخيار الشرط، فإن خيار العيب لا يختص بجانب المشترى، بل إذا وجد البائع الثمن زيفًا، فهو بالخيار، إن شاء رده كالمشترى إذا وجد المبيع معيبًا، وخيار الشرط يصح من الجانبين، ثم رجع عنه لما بلغه هذا الخبر، وهو ما روى أن عثمان بن عفان رضى الله عنه باع أرضًا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله، فقيل لطلحة: إنك قد غبنت، فقال: لى الخيار، لأنى بعت ما لم أره، وقيل لعثمان: إنك قد غبنت، فقال: لى الخيار، لأنى بعت ما لم أره، وقيل لعثمان: إنك قد غبنت، فقال: لى الخيار، ولم ينكره أحد، فكان إجماعًا. (الجوهرة والفتح والعينى)
  - (٣) وكانت الصبرة لا تتفاوت. الصبرة بمعنى أنبار في الفارسية.
- (٤) هـذا إذا كان يستدل بظاهره على باطنه، وإن لم يكن كذلك، كما إذا كان في طيه علم من حرير لا يسقط الخيار. (ج)
- (٥) قوله: "أو إلى وجه الجارية، أو إلى وجه الدابة وكفّلها [سرين]... إلخ" وأما إذا نظر إلى وجه الجارية أو العبد، فالمقصود من بنى آدم الوجه، فرؤيته كرؤية الجميع، وكذا إذا نظر إلى أكثر الوجه فهو كرؤية جميعها، ولو نظر من بنى آدم جميع الأعضاء من غير الوجه، فخياره باق، ولو رأى وجهه لا غير، بطل خياره، كذا فى "الينابيع"، وأما إذا نظر إلى وجه الدابة وكفلها، فهو المقصود منها، وشرط بعضهم رؤية القوائم، والمراد من الدابة الفرس والحمار والبغل، أما الشاة فلا يسقط خياره فيها بالنظر إلى وجهها وكفلها، وكفل الدابة عجزها ومواخرها. (الجوهرة النيرة)
  - (٦) والأصل في هذا أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره، فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود.
    - (٧) صحن الدار وسطها .

اشترك (۱)، ويسقط حياره (۱) بأن يَجُس (۱) السَبِيع إذَا كَانَ يُعرَفُ بالجُس، أو يَشُمّه إذَا كَانَ يُعرَفُ بالجُس، أو يَشُمّه إذَا كَانَ يُعرَفُ بالشَّم أو يَذُو قَه إذَا كَانَ يُعرَفُ بالذَوق، ولا يَسقُطُ حيارُه في العَقَارِ حَتّى يُوصَفَ لَه (١)، ومَن بَاعَ مِلكَ غَيرِه بِغيرِ أمرِه، فالسَمَالكُ بالخيار، إن شاءَ أَجَازَ البَيعَ وإن شَاءَ فَسَخَ (٥)، ولَه الإجَازَةُ إذَا كَانَ السَمَعُ وُدُ عَلَيه بَاقِيًا (٢)، والسُتَعَاقِدَ ان بحَالِهِ مَا، ومَن رَأَى أَحَدَ الثَوبَينِ

- (١٠) لأنه اشترى ما لم يره.
- (١) ولو باع فلا خيار له، كالبصير إذا باع ما لم يرَه. (ج)
- (۲) قوله: "ويسقط خياره... إلخ" محمول على ما إذا وجد الجس ونحوه منه قبل الشراء، أما إذا اشترى قبل الجس، لا يسقط خياره بالجس، بل يثبت باتفاق الروايات، ويمتد إلى أن يوجد ما يدل على الرضا من قول أو فعل على صحيح، ثم الاكتفاء بالجس مقيد بما يدرك به، ولا يحتاج إلى غيره، فإن احتيج إلى غير الجس لا بد منه، كإن اشترى ثوبًا لا بد من صفة طوله وعرضه ورقته مع الجس، وفي "الحنطة": لا بد من اللمس والصفة. (العيني والفتح)
- (٣) الجس: المسّ باليد للتعرف، يقال: جس الطبيب إذا مسه ليعرف حرارته من برودته، وجس الشاة ليعرف سمنها من هزالها، من باب طلَبَ.
- (3) قوله: "حتى يوصف له" لأن الوصف يقام مقام الرؤية في حق البصير، كما في السلم حتى لا يكون له خيار الرؤية بعد ما وصفت له، فكذا في حقه، فيسقط خياره بعد وصف العقار، وقال الحسن: يوكّل وكيلا بقبضه له، والوكيل يراه وهو أشبه بقول أبي حنيفة ؟ لأن نظر الوكيل كنظره عنده، وقال بعض أئمة بلخ: يسقط خياره بجس الحيطان والأشجار مع الوصف، وإن وجد البصر بعد الوصف، أو بعد ما وجد منه ما يدل على الرضا، فلا خيار له ؟ لأن العقد تم بوجود ما دل على الرضا، وسقط الخيار، فلا يعود، ولو اشترى البصير، ثم عمى قبل الرؤية، انتقل الخيار إلى الوصف لوجود العجز قبل العلم به. (العيني والكفاية)
- (٥) قوله: "إن شاء أجاز البيع، وإن شاء فسخ [ويقال لهذا البيع: بيع الفضولي]" ولا يجوز للمشترى التصرف فيه قبل الإجازة، سواء قبضه أو لم يقبضه، وقبض المالك الثمن دليل على إجازته. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيًا . . . إلخ" واعلم أن قيام الأربعة شرط للحوق الإجازة البائع

<sup>(</sup>A) قوله: "وإن لم يشاهد بيوتها" وقال زفر: لا بد من رؤية داخل البيوت، وهو الصحيح وعليه الفتوى؛ لأن الدور مختلفة، وكلام الشيخ خرج على دورهم بالكوفة؛ لأن داخلها وخارجها سواء، كذا في "الجوهرة" و"الهداية".

<sup>(</sup>٩) قوله: "وبيع الأعمى وشراءه جائز" لأنه مكلف محتاج إلى شراء المأكول والملبوس، وهو كالبصير إلا في اثنى عشر مسألة: لا جهاد عليه، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا حج وإن وجد قائداً في الكل، ولا يصلح كونه شاهداً ولو فيما تقبل فيه الشهادة بالتسامع، ولا دية في عينه، بل الواجب حكومة عدل، وكره أذانه وحده، وإمامته إلا أن يكون أعلم القوم، ولا يجوز إعتاقه عن الكفارات، ولا كونه إماماً أعظم، ولا قاضياً، ويكره ذبحه وصح عقده مطلقاً سواء كان بيعاً أو شراء، وعند الشافعي لا يصح شراءه في قول. (الفتح عن "البحر الرائق" وغيرها)

فَاشَتَرَاهُمَا، ثُمَّرَأَى الآخَرَجَازَلَه أَن يَرُدَّهُمَا('')، ومَن مَاتَ ولَه خِيَارُ الرُّؤَيَة بَطَلَ خيَارُه ('')، ومَن رَأَهُ مَا ثُمَّ الْمُتَرَاهُ بَعدَ مُدَّةٍ، فإن كَانَ عَلَى الصِفَةِ التِي رَأَهُ، فَلا خِيَارَ لَه ('')، وإن وَجَدَه مُتَّغَيِّرًا، فلَه الخيَارُ ('').

## بابُ خِيَارِ العَيبِ <sup>(ه)</sup>

إِذَا اطَّلَعَ المُشتَرِى عَلَى عَيبٍ في المَبِيعِ (٢)، فهُوَبالخِيَارِ، إِن شَاءَ (٧) أَخَذَه بجَمِيعِ

والمشترى والمالك والمبيع، فإن أجازه المالك مع قيام هذه الأربعة جاز، وتكون الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة، ويكون البائع كالوكيل، والثمن للمجيز إن كان قائمًا، وإن هلك في يد البائع هلك أمانة. (الجوهرة)

(۱) قوله: "جاز له أن يردهما. . . إلخ" لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية للآخر ، للتفاوت في الثياب، فبقى الخيار فيما لم يرّه، ثم لا يرده وحده، بل يردهما كي لا يفرق الصفقة على البائع قبل التمام؛ لأن الصفقة لا يتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده، ولهذا يتمكن من الرد من غير قضاء ولا رضاء، فيكون فسخًا من الأصل. (الجوهرة)

(٢) ولم ينتقل إلى ورثته كخيار الشرط. (ج)

(٣) قوله: ``فلا خيار له. . . إلخ '' لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة ، وبفواته يثبت الخيار ، وكذا إذا كان المشتري لا يعلمه مرئية لعدم الرضاء به .

(٤) قوله: "وإن وجده متغيرًا، فله الخيار" لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه، فكأنه لم يره، وإن اختلفا في التغيير، فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن التغير حادث، وسبب اللزوم ظاهر، وهو رؤية المعقود عليه إلا إذا بعدت المدة، فحينئذ يكون القول قول المشترى؛ لأن الظاهر شاهدًا له؛ لأن الشيء يتغير بطول الزمان، ألا ترى أن المجارية الشابة لا تبقى شابة بعد عشرين سنة، وإذا اختلفا في الرؤية، فقال المشترى: لم أرة حال العقد، ولا بعده، وقال البائع: بل رأيته، فالقول قول المشترى مع يمينه؛ لأن البائع يدعى عليه الرؤية، أي العلم بالصفات، وأنه أمر حادث، والمشترى ينكره، فالقول قوله مع اليمين. (الجوهرة وغيرها)

(٥) قوله: "باب خيار العيب" من إضافة الشيء إلى سببه، وهو نقص خلاعنه أصل الفطرة السليمة، وهو نوعان، ظاهرى كالعمى والماء في العين، وباطني: كالسعال وانقطاع الحيض شهرين فصاعداً والإباق ونحوه، والمراد بالعيب عيب كان عند البائع، ولم يره المشترى عند البيع، ولا عند القبض، ولم يوجد من المشترى ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب، ولم يكن البائع شرط البراءة منه خاصاً أو عاماً، ومناسبة هذا الباب لما قبله أن خيار الرؤية يمنع تمام الملك، وخيار العيب يمنع لزوم الملك بعد التمام، وخيار العيب يثبت من غير شرط، ولا يتوقت ويورث. (الجوهرة والفتح ومسكين)

(٦) ينقص به الثمن.

(٧) قوله: "إن شاء أخذه بجميع الثمن. إلخ" أى من وجد بالمبيع عيبًا ينقص به الثمن، وكان عند البائع، وقبضه من غير أن يعلم به، ولم يوجد منه ما يدل على الرضا بالعيب، فهو مخير إن شاء، أخذ المبيع المعيب بكل الثمن، أو رده على البائع؛ لأن مطلق العقد يقتضى السلامة من العيب، فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحًا، فعند فواتها يتخير كفوات الوصف المرغوب المشروط في العقد، ولا ينقص من الثمن شيئًا؛ لأن

الثَمَنِ، وإن شَاءَ رَدَّهُ (١)، ولَيسَ لَهُ أَن يُمسكَهُ، ويَأْخُذَ (٢) النُقصَانَ (٢)، وكُلِّ ما أُوجَبَ نُقصَانَ النَّمَنِ في عَادَةِ التُجَّارِ، فهُو عَيبُ (٤)، والإِبَاقُ (٥) والبَولُ في الفَرَاشِ (٢) والسَرَقَةُ (٧) عَيبٌ في الثَمَنِ في عَادَةِ التُجَّرُ والسَرَقَةُ (٧) عَيبٌ في الصَغيرِ (٨) ما لَم يَبلُغُ، فإذَا بَلَغَ فليسَ ذَلِكَ بعيب حَتَّى يُعَاوِدَه بَعدَ البُلُوغ (١)، والبَخَرُ والذَفَرُ (١) عَيبٌ في الخُلامِ (١)، إلا أن يَكُونَ مِن دَاءٍ (١)، والزِنَا ووَلَدُ الزِنَاء

الأوصاف لا يقابلها شيء من الأثمان إلا إذا صارت الأوصاف مقصودة بالإتلاف بأن حدث العيب بفعل البائع بعد البيع قبل القبض حيث يسقط من الثمن بحصته إذا اختار الأخذ، ولكون السلامة كالمشروطة لا يحل كتمان العيب في بيع أو ثمن ؛ لأن الغش حرام، قال عليه الصلاة والسلام: «من غشّنا فليس منا». (العيني والفتح)

- (١) قوله: "وإن شاء رده" على البائع، ومؤنة الرد على المشترى. (العيني والفتح)
  - (٢) من البائع.
  - (٣) أي نقصان العيب.
- (٤) لأن التضرر بنقصان المالية، وذلك بانتقاص القيمة، والمرجع في معرفته عرف أهله.
  - (٥) بالكسر: گريختن بنده.
- (٦) قوله: "والبول في الفراش" هذا على الوجهين إن كان صغيرًا لا ينكر عليه ذلك، فليس بعيب، وإن كان ينكر عليه فهو عيب؛ لأنه يضرب عليه مثله من الصغار، قال في الذخيرة: قدروه بخمس سنين فما فوقها، وما دون ابن خمس لا يكون ذلك منه عيبًا. (الجوهرة)
  - (٧) وإن كانت أقل من عشرة دراهم.
    - (٨) يعني إذا كان صغيراً يعقل.
- (٩) قوله: "فليس ذلك بعيب حتى يعاوده... إلخ" معناه إذا ظهرت هذه الأشياء عند البائع في صغره، ثم حدثت عند المشترى في صغره، فله أن يرده؛ لأنه أي ما حدث عند المشترى عين ذلك الذي وجد عند البائع، وإن حدثت بعد بلوغه لم يرده؛ لأنه غيره، وهذا لأن سبب هذه الأشياء يختلف بالصغر والكبر، فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة، وبعد الكبر لداء في الباطن، والإباق في الصغر بحسب اللعب، والسرقة لقلة المبالاة، وهما بعد الكبر لخبث الباطن، كذا في "الجوهرة" و "الهداية".
- (١٠) قوله: "والبخر والذفر [رائحة مؤذية من الإبط]" والبخر -بالخاء المعجمة وبالتحريك- نتن الفم، وعبارة القاموس تفيد أن البخر أعم من نتن ريح الفم والأنف والإبط، ثم اعلم أن البخر الذى هو عيب هو الناشىء من تغير المعدة دون ما يكون من تباعد ما بين الأسنان، فإن ذلك يزول بتنظيفها، وأما البجر -بالجيم- هو انتفاخ تحت السرة، فعيب في الغلام والجارية، وأما الدفر فقال في "الجمهرة": الدفر هو النتن مطلقًا، يقال: رجل دافر وامرأة دافرة، وأما الذفر -بالذال المعتجمة فهو حدة الرائحة من طيب أو نتن، وربما خص به الطيب، فقيل مسك أذفر، ويقال في نتن ريح الأنف أيضًا، وصرح في البزازية بأن نتن ريح الأنف عيب. (العيني والفتح)
  - (١١) قوله: "عيب في الجارية" لأن المقصود من الجارية قد يكون الاستفراش وهما يخلان به. (الجوهرة)
    - (١٢) لأن المقصود هو الاستخدام، وهما لا يخلان به. (ج)
- (١٣) قوله: "إلا أن يكون من داء" لأن الداء عيب، وهو أن يكون بحيث يمنعه من قربان سيده، ثم البخر في

عَيبُ (۱) في الجَارِية دُونَ الغُلامِ (۱) وإذَا حَدَثَ عِندَ السمُشتَرِي عَيبٌ ، ثُم ّ اطّلَعَ عَلَى عَيب (۱) في الجَارِية دُونَ الغُلامِ (۱) وإذَا حَدَثَ عِندَ السمُشتَرِي عَيب (۱) ولا يَرُدّ المَبِيعَ (۱) إلا أن يَرضَى عَيب (۱) كَانَ عِندَ البَائِعِ (۱) فلَهُ أَن يَرجعَ بنُقصانِ الْعَيب (۱) وخَاطَهُ (۱) أو صَبَغَهُ (۱) أو كَت (۱۱) السَوِيقَ بِسَمنٍ ، ثُمّ اطّلَعَ عَلَى عَيبٍ ، رَجَعَ بنُقصانِه (۱۱) ، ولَيسَ للبَائِعِ أن يَأْخُذَه بعَينِه (۱۱) ، ومَن

الجارية عيب، سواء كان فاحشا أو غير فاحش، من داء أو غير داء، وفي الغلام إن كان من داء فكذلك، وإن لم يكن من داء إن كان فاحشًا، فهو عيب وإلا فلا، والفاحش ما لم يكن في الناس مثله. (الجوهرة)

- (١) قوله: "عيب في الجارية" لأنه يخل بالمقصود، وهو الاستفراش وطلب الولد. (الجوهرة)
- (٢) لما بينًا إلا أن يكون الزنا عادة له، بأن زني أكثر من اثنين، فإن اتباع النساء مخل بالخدمة. (ج)
  - (٣) موصوف.
    - (٤) صفة.
- (٥) قوله: "فله أن يرجع . . . إلخ" بنقصان العيب بأن يقوم المبيع سليمًا عن العيب ، ومعيبًا به ، فما كان بينهما من عشر ، أو سدس ، أو ثمن يرجع به على البائع ، بيانه : إذا اشترى ثوبًا بعشرة دراهم ، وقيمته مائة درهم ، واطلع على عيب ينقصه عشرة دراهم ، وقد حدث به عيب آخر ، فإنه يرجع على البائع بعشر الثمن ، وذلك درهم ، وإن كان ينقص من قيمته عشرين رجع بخمس الثمن ، وهو درهمان ، وعلى هذا . (الجوهرة وغيرها)
- (٦) قوله: "ولا يرد المبيع" لأن في الرد إضرار بالبائع؛ لأن المبيع خرج عن ملكه سالـمًا عن عيب حدث عند المشترى، ويعود معيبًا، فامتنع الرد، ولا بد من دفع الضرر عنه، أي عن المشترى؛ لأن مطلق العقد يقتضى السلامة، فتعين الرجوع بالنقصان. (الجوهرة وغيرها)
  - (٧) لأنه رضي بالضرر. (ج)
    - (۸) الحادث.
- (٩) قوله: "وإن قطع المشترى الثوب وخاطه" واعلم أن الزيادة نوعان: متصلة ومنفصلة، والمتصلة نوعان: متولدة من الأصل كالسمن والجمال، وهي لا تمنع الرد؛ لأن الزيادة تبع محض باعتبار التولد وغير متولدة كالصبغ والخياطة واللت، وهي تمنع الرد بالعيب اتفاقًا، والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والثمر، وهي تمنع الرد، وغير متولدة كالكسب وهي لا تمنع الرد بالعيب، والفرق: إن الكسب ليس تبيع بحال ما؛ لأنه يتولد من المنافع، والمنافع غير الأعيان، ولهذا كان منافع الحر مالا، وإن لم يكن الحر مالا، والذي يتولد من المبيع يكون له حكم المبيع، فلا يجوز أن يسلم له مجانًا لما فيه من الربا. (العيني والمسكين والعناية)
- (١٠) قوله: "أو صبغه" يعنى أحمر، أما لو صبغه أسود فكذلك الجواب عندهما؛ لأن السواد زيادة عندهما كالحمرة، وعند أبي حنيفة نقصان كالقطع، كذا في "النهاية".
  - (۱۱) بالفتح وتشديد تاء: تركردن پست ومانند آن.
- (١٢) قوله: "رجع بنقصانه" لامتناع الردبسبب الزيادة؛ لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل (أي أصل الثوب والسويق) بدون الزيادة؛ لأنها لا تنفك عن الأصل، ولا وجه إليه (أي إلى الفسخ) معها؛ لأن الزيادة ليست بمبيعة، فامتنع الرد أصلا، كما في "الهداية"، وفي المسألة تفصيل إن شئت فارجع إلى "العيني" و "الكفاية".

اشتَرَى عَبدًا، فأعتَقَهُ، أو مَاتَ عِندَهُ، ثُمَّ اطّلَعَ عَلَى عَيبِ (')، رَجَعَ بِنُقصَانِه (٢)، فإن قَتَلَ المُشتَرِى العَبدَ (٦)، أو كَانَ طَعَاماً فأكَلَهُ، ثُمَّ اطّلَعَ عَلَى عيبِهِ لم يَرجِعْ عَلَيهِ بِشَىءٍ في قُولِ أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ.

وَقالا: يَرَجِعُ بِنُقصَانِ العَيبِ (1) ومَن بَاعَ عَبدًا، فَبَاعَه المُشتَرِى، ثُمَّ رُدَّ عَلَيه بعَيبِ، فإن قَبِلَه بغَيرِ قَضَاءِ القَاضِى، فإن قَبِلَه بغَيرِ قَضَاءِ القَاضِى، فإن قَبِلَه بغَيرِ قَضَاءِ القَاضِى، فلَهُ أَن يَرُدّه (٥) عَلَى بَائِعِهِ الأوّل، وإن قَبِلَه بغَيرِ قَضَاءِ القَاضِى، فلَي أَن عَلَى بَائِعِه الأوّل (١) ومَن اشتَرَى عَبداً، وشَرَطَ البَائِعُ البَرَاءة مِن كُلّ فليس لَه أَن يَرُدّه عَلَى بَائِعِه الأوّل (١) ومَن اشتَرَى عَبداً، وشَرَطَ البَائِعُ البَرَاءة مِن كُلّ

- (١) قوله: "فأعتقه، أو مات عنده، ثم اطلع على عيب" والمراد من الإعتاق أن يوجد منه قبل العلم بالعيب، فإن أعتقه بعد العلم به، لا يرجع بالنقصان؛ لأن إقدامه على الإعتاق دليل الرضاء. (العيني والفتح)
- (۲) قوله: "رجع بنقصانه" أما الموت فلأن الملك ينتهى بالموت، والامتناع حكمى لا بفعله، وبيانه: إن الملك في الآدمى باعتبار المالية، وانتهت ماليته بانتهاء الحياة، إذ المالية بعد الموت لا تتحقق، فانتهى الملك بالموت، فامتنع الرد، و فيه إضرار للمشترى بما ليس من فعله، وهو الموت، فيرجع بالنقصان دفعًا للضرر. فإن قلت: إذا صبغ الثوب أحمر فامتنع الرد بفعله، أى الصبغ مع أنه يرجع بالنقصان، فماذا وجهه؟ قلت: امتناع الرد في الصبغ ليس بسبب نفس ذلك الفعل، أى الصبغ، بل بسبب وجود الزيادة، فكان الامتناع لحق الشرع، وهو شبهة الربا، وحيئذ فالمعنى أن امتناع الرد يثبت حكماً للموت، لا بفعله الذى يوجب الزيادة، وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع بالأن امتناع الرد بفعله، وذلك بمنع الرجوع، فصار كالقتل، وفي الاستحسان يرجع بالأن العتق إنهاء الملك يرجع بأن الآدمى ما خلق في الأصل محلا للملك، وإنما يثبت الملك موقتا إلى الإعتاق، فكان العتق إنهاء الملك فصار كالموت، وهذا أى الرجوع بنقصان العيب عند الانتهاء، لأن الشيء يتقرر أى يتكامل بانتهاء، (ألا ترى يثبت الولاء بالعتق والولاء من آثار الملك) فيجعل كأن الملك باقي، والرد متعذر، والتدبير والاستيلاد بمنزلته، وهذا أعتقه مجانًا، أما إذا أعتقه على مال، أو كاتبه، فأدّى بدل الكتابة، وعتق ثم اطلع على عيب، لم يرجع بنقصانه؛ لأنه حبس بدله، وحبس البدل كحبس المبدل. (الجوهرة وغيرها من "الهداية")
  - (٣) المبيع .
- (3) قوله: "وقالا يرجع . . . إلخ" قال في "النهاية": والفتوى على قولهما، والخلاف إنما هو في الأكل لا غير ، فعند أبي حنيفة لا يرجع استحسانًا، وعندهما يرجع ؛ لأن الأكل تصرف عن المشترى في المبيع ، فأشبه الإعتاق، أما في القتل فلا خلاف أنه لا يرجع بشيء إلا في رواية عن أبي يوسف، لأبي حنيفة أن القتل لا يوجد إلا مضمونًا، وإنما يسقط الضمان ههنا باعتبار الملك، فيصير كالمستفيد به عوضًا، فصار كما لو باعه أو قتله . (الجوهرة مع التغيير)
  - (٥) لأن الرد بالقضاء فسخ من الأصل، فجعل البيع كأن لم يكن. (ج)
- (٦) قوله: "فليس له أن يرده... إلخ" لأنه بيع جديد في حق الثالث، وإن كان فسخًا في حقهما، أى في حق المشتريين، والأول أى البائع الأول ثالثهما، ولأنه دخل في ملكه برضاه. (الجوهرة مع الزيادة)

<sup>(</sup>١٣) قوله: "وليس للبائع أن يأخذه بعينه" مع الزيادة لاتصال ملك المشترى به؛ ولأنه أحدث فيه زيادة ليبذل عليها المال، فلم يكن له أن يأخذه معها، وإذا تعذّر الرجوع وجب الأرش. (الجوهرة والفاتح)

عَيبٍ (١)، فلَيسَ لَه أَن يَرُده بعَيبٍ، وإن لَم يُسَمّ جُملَةَ العُيُوبِ ولَم يَعُدّها .

#### بابُ البيع الفَاسد (٢)

إذَا كَانَ (") أَحَدُ العِوَضَينِ (')، أو كِلاهُمَا مُحرَّمًا (٥)، فَالبَيعُ فَاسِدٌ (٢) كَالبَيعِ بالـمَيتَةِ، أو بِالدَم، أو بِالخَمرِ، أو بالخِنزِيرِ، وكَذَلِكَ إذَا كَانَ الـمَبِيعُ غَيرَ مَملُوكِ كَالِحُرَّ، وبَيعُ أمّ الوَلد

(۱) قوله: "ومن اشترى عبدًا وشرط البائع البراءة من كل عيب. . . إلخ "ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض، وما يعلم به البائع وما لم يعلم به ، وما وقف المشترى عليه وما لم يقف عند أبى يوسف، وقال محمد: لا يدخل الحادث؛ لأن البراءة يتناول الثابت، فعلى هذا إذا اشترى عبدًا، وشرط البراءة من كل عيب، فلم يقبضه المشترى حتى اعور عند البائع، فإن أبا يوسف قال: يلزم المشترى والبراءة واقعة عليه، وقال محمد: لا يبرأ منه، وله أن يرده؛ لأنه إبراء من حق لم يجب. (الجوهرة)

(۲) قوله: "باب البيع الفاسد" لما فرغ عن بيان نوعى البيع الصحيح، أى اللازم وغير اللازم شرع في بيان الفاسد، ولكون الصحيح أصلا قدّمه، وإنحا لقب الباب بالفاسد مع أن فيه بيان الباطل والموقوف والمكروه أيضًا؛ لكثرة البيع الفاسد بتعدد وقوع أسبابه، والباطل ما لا يصح أصلا ووصفًا، ولا يفيد الملك بوجه حتى لو اشترى عبدًا بميتة، وقبضه، وأعتقه لا يعتق، والفاسد ما يصح أصلا لا وصفا، وهو يفيد الملك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبدًا بخمر، وقبضه فأعتقه يعتق، والموقوف ما يصح أصلا ووصفًا، ويفيد الملك على سبيل التوقف لتعلق حق الغير كبيع عبد الغير بغير إذنه، والمكروه ما يصح أصلا ووصفا، وقد جاوره منهى عنه، كالبيع عند أذان الجمعة، كذا في "الدرر شرح الغرر".

قوله: "البيع الفاسد" لقبه بالفاسد وابتدأ بالباطل لأن الفاسد أعم من الباطل؛ لأن الفاسد موجود في الباطل ولا عكس؛ لأن الأدنى يوجد في الأعلى، لا على العكس، إذ كل باطل فاسد، وليس كل فاسد باطل، والفساد أدنى الحرمتين، فكان موجودًا في الصورتين، كذا في "الجوهرة النيرة".

- (٣) قوله: "إذا كان . . . إلخ "هذه فصول جمعها وفيها تفصيل، فنقول: البيع بالميتة والدم باطل، وكذا بالحر لانعدام ركن البيع، وهو مبادلة المال بالمال، فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد، والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع، وهو مبادلة المال بالمال، فإنه مال عند البعض، كذا في "الهداية"، وكذا بيع الميتة والدم والخنزير باطل ؛ لأنها ليست أموالا، فلا تكون محلا للبيع، وكذا ما ذبح المحرم من الصيد، وما ذبح الحلال في الحرم من الصيد؛ لأن ذبيحته ميتة، وأما بيع الخمر والخنزير إن كان بالدراهم أو الدنانير، فالبيع باطل، وإن كان بغير الدراهم والدنانير، فالبيع فاسد، كذا في "الجوهرة".
  - (٤) المبيع والثمن، إنما قال: أحد العوضين مع أن الثاني معوض تغليبًا.
    - (٥) بنصّ أو إجماع .
- (٦) قوله: "فالبيع فاسد [أى باطل. (ج)]" الضابطة في تمييز الفاسد من الباطل أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوى، فالبيع باطل، مبيعًا كان أو ثمنًا، كبيع الميتة والحر، وكذا البيع به، وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض، إن أمكن اعتباره ثمنًا فالبيع فاسد، كبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد، وإن تعين كونه مبيعًا، فالبيع باطل، كبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر. (العيني والفتح)

والمُدَبَّروالمُكَاتَب فَاسدُ (١).

ولاً يُجُوزُ بَيعُ السَمَكِ في السَمَاءِ (٢) قَبلَ أَن يَصطَادَهُ، ولا بَيعُ الطَائرِ في الهَوَاءِ (٢)، ولا يَجُوزُ بَيعُ الطَائرِ في البَطنِ، ولا النِتَاجِ (٤)، ولا الصُوفِ (٥) عَلَى ظَهْرِ الغَنَمِ (٢)، ولا بَيعُ اللّبَنِ في الضّرع (٧). الضّرع (٧).

ولا يَجُوزُ بَيعُ ذِرَاعٍ مِن تُوبٍ (^)، ولا بَيعُ جِذعٍ من سَقَفٍ (١)، وضَربَةِ القَانِصِ (١٠٠)، ولا بَيعُ

(۱) قوله: "وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد" أى باطل؛ لأن استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لما روى عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله، فقال: «أعتقها وَلدُها» أى جعلها مستحقاً للعتق، وسبب الحرية العقد في حق المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت، والملك والحرية لا يجتمعان، فكذلك سبب الحرية والبيع، والمكاتب استحق يدًا على نفسه لازمة في حق المولى؛ لأن المولى لا يملك فسخ الكتابة بدون رضاء المكاتب، فإن رضى المكاتب بالبيع ففيه روايتان، والأظهر الجواز، لأن عدم الجواز كان لحقه، فلما أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة، وجاز البيع، والمراد بالمدبر الذي لا يجوز بيعه المدبر المطلق، وهو الذي علق عتقه بالموت بمن غير تعرض لصفة، كقوله: أنت حر بعد موتى، وإن مت فأنت حر"، دون المقيد، مثل قوله: إذا قدمت من سفرى هذا فأنت حر"، وإن مت من مرضى هذا فأنت حر، ويباع المدبر المقيد بالإجماع، كذا في "الهداية" وشرحيه "العينى" و "العناية".

- (٢) لأنه باع ما لا يملكه.
- (٣) لأنه غير مملوك قبل القبض.
- (٤) قوله: "ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا النتاج" لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحبل وحبل الحبل، رواه مسلم وأحمد وأبو داود، فالحبل هو الحمل، والنتاج ما يحمل هذا الحمل، وهو حبل الحبلة، وقد كانوا يعتادون ذلك في الجاهلية، فأبطل ذلك بالنهي، ونهي عليه الصلاة والسلام عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها، إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء الغنائم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة القانص. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. (الفتح وغيره)
  - (٥) پشم.
- (٦) قوله: "ولا الصوف على ظهر الغنم" لما رُوى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يباع ثمر حتى يطعم، وصوف على ظهر الغنم حتى يقطع، ولبن فى ضرع حتى يخرج، وسمن فى لبن، رواه الدارقطنى. وعن أبى يوسف أنه يجوز بيعه بشرط جزه فى الحال؛ لأنه مقدور التسليم فى الحال، وبه قال مالك، كما فى الكراث. قلنا: التعليل بمقابلة النص مردود، وإنما أجيز فى الكراث للتعامل، إذ لا نص فيه، فلا يلحق به المنصوص عليه. (العينى والعناية والفتح)
- (٧) قوله: "ولا بيع اللبن في الضرع [پستان]" لما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يباع لبن في ضرع حتى يخرج. رواه الدارقطني، ولأن فيه غررا، لجواز أن يكون الضرع منتفخًا من الريح أو الدم، والضرع لذات الظلف والخف من ذوات الأربع كالثدى للمرأة. (العيني والفتح)
- (٨) قوله: "ولا يجوز بيع ذراع من ثوب" ذكر موضع القطع أولا، لأن التبعيض يضره، ولو قطع الذراع

المُزَابَنَة (١): وهَوَبَيعُ الثَمَر عَلَى النَّخيل بخرصه (٢) تَمراً.

ولإ يَجُوزُ البَيعُ بإلقاء الحَجَرِ (") والـمُلامَسَة (١)، ولا يَجُوزُ بَيعُ ثَوبِ مِن ثَوبَين (٥). ومَن بَاعَ عَبدًا عَلَى أَن يُعتِقَه الـمُشتَرى (٢)، أو يُدَبَرَه، أو يُكاتِبُه، أو بَاعَ أَمَةً عَلَى أَن

وسلّمه جاز، وهذا في تُوب يضره القطع كالمهيأ للبس، وإن كان لا يضره القطع، جاز بيع ذراع منه كالقفيز من الصبرة. (العيني والفتح)

- (٩) لأنه لا يكن التسليم إلا بضرر.
- (١٠) قوله: "وضربة القانص" من قنص إذا صاد، وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة؛ لأنه مجهول، لأنه لا يدرى ما الذي يحصل من الضربة، ولأن فيه غررًا؛ لأنه يجوز أن لا يدخل في الشبكة شيء من الصيد، كذا في "الكفاية شرح الهداية".
- (۱) قوله: "ولا بيع المزابنة . . . إلخ" المزابنة المدافعة من الزبن وهو الدفع، وسمى هذا بها لأنه يؤدى إلى النزاع والدفاع، وقوله بيع المثمر بثلث نقط من فوق، وقوله بخرصه تمرًا بنقطتين، لأن ما على رؤس النخل لايسمى تمرًا ، بل يسمى رطبًا وبُسرًا، وإنما يسمى تمرًا إذا كان مجذوذًا بعد الجفاف، وإنما لا يجوز هذا البيع لنهيه على عن المزابنة والمحاقلة، وهى بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصًا، ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه بطريق الخرص، فلا يجوز لشبهة الربا، والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة في التحريم . (الجوهرة)
  - (٢) تحمين وگمان، وبهندي: انكل.
- (٣) قوله: "ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر... إلخ" هذه بيوع كانت في الجاهلية، وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة، أي يتساومان، فإذا لمسها المشترى، أو نبذها إليه البائع، أو وضع المشترى عليها حصاة لزم البيع، فالأول بيع الملامسة، والثاني بيع المنابذة والثالث إلقاء الحجر، وقد نهى النبي على عن بيع المنابذة والملامسة، أخرجه البخاري ومسلم، وعن بيع الحصاة أخرجه مسلم.
- (٤) قوله: "والملامسة" ذكر في المنتقى قال أبوحنيفة رحمه الله: الملامسة أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذا، فإذا لمستك وجب البيع، أو يقول المشترى كذلك، وإلقاء الحجر أن يقول المشترى أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع. (العيني ومسكين)
- (٥) قوله: "ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين" بأن يقول: بعت منك أحد هذين الثوبين، فلا يجوز لجهالة المبيع التي تفضى إلى المنازعة، وهذا إذا لم يشرط فيه خيار التعيين، فإن اشترطا فيه بأن اشترى أحدهما على أن يأخذ أيهما شاء جاز ؛ لأن هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة، فلو قبضهما وهلكا معًا، ضمن نصف قيمة كل، إذ الفاسد معتبر بالصحيح. (العينى والفتح والكفاية)
- (٦) قوله: "ومن باع عبداً على أن يعتقه المشترى. . . إلخ "شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط لنهيه ﷺ عن بيع وشرط، رواه أبو حنيفة عن ابن عمر رضي الله عنهما، وابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا .

واعلم أنه ليس كل شرط يفسد البيع، بل لا بد أن لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه ولا يتعارف، وكان فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه، وهو من أهل الاستحقاق، ولم يرد الشرع بجوازه، وإذا عرفت هذا فاشتراط العتق وتوابعه مما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للمعقود عليه. وقال الشافعي: يجوز البيع بشرط الإعتاق؛ لأن بيع النسمة متعارف في الوصايا، وتفسير بيع النسمة أن يبيع العبد ممن يعرف أنه يعتقه، وهو رواية الحسن عن أبي

يَستَولِدَهَا، فَالبَيعُ فَاسدُ (()، وكذَلِك لَو بَاعَ عَبدًا (٢) عَلَى أَن يَستَخدَمه البَائِعُ شَهرًا، أو دَارًا عَلَى أَن يَسكُنهَا البَائِعُ مُدَّةً مَعلُومَةً، أو عَلَى أَن يُقرِضَه الـمُشتَرى درهَمًا، أو عَلَى أَن يُهدِي لَه، ومَن بَاعَ عَينًا عَلَى أَن لا يُسَلِّمَهَا إِلَى رَأْسِ الشَّهْرِ، فَالبَيعُ فَاسدٌ (٣).

ومَن بَاعَ جَارِيةً أو دَابّةً إلا حَمْلَهَا فَسَدَ البَيعُ (أَنَّ)، ومَن اشتَرَى ثَوبًا عَلَى أَن يَقطَعَه البَاثِعُ ويَخِيطُه قَمِيصًا، أو قُباءً، أو نَعلا عَلَى أن يَحذُ وهَا، أو يَشرَكَهَا (أُنَّ)، فَالبَيعُ فَاسدُ (٢)، والبَيعُ إلَى

حنيفة، وبه قال مالك وأحمد. ولنا: أن هذا الشرط لا يقتضيه العقد، بل يقتضى أى تصرف شاء لا تصرفًا معينًا، فاشتراط مثله فيه مفسد له كاشتراط التدبير والاستيلاد والكتابة، ولو أعتقه المشترى جاز الإعتاق استحسانًا عند أبى حنيفة، ويجب عليه الثمن، وقالا: لا يجب، وهو القياس. (العينى والفتح)

(١) قوله: "فالبيع فاسد" لأن هذا بيع وشرط، وقد نهى النبي ﷺ عن بيع وشرط، وفيه تفصيل لا يليق بهذا المختصر، إن شئت التفصيل فارجع إلى "الجوهرة النيرة".

(٢) قوله: "وكذلك لو باع عبداً... إلخ" أى فالبيع فاسد، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن، تكون إجارة في بيع، ولو كان لا يقابلهما شيء يكون إعارة، وقد نهى رسول الله على عن صفقتين في صفقة، ونهى عن بيع وشرط، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيع ما ليس عند الإنسان.

أما بيع وشرط فهو أن يبيع، ويشترط فيه منفعة لأحد المتعاقدين، وأما نهيه عن شرطين في بيع، فهو أن يبيع عبداً بألف إلى سنة، وبألف وخمسمائة إلى سنتين، ولم يثبت العقد على أحدهما، أو يقول: على إن أعطيتنى الثمن حالا فبألف، وإن أخرته إلى شهر فبألفين، أو أبيعك بقفيز حنطة أو بقفيزى شعير، فهذا لا يجوز؛ لأن الثمن مجهول عند العقد، ولا يدرى البائع أى الثمنين يلزم المشترى، وأما صفقتان في صفقة أن يقول: أبيعك هذا العبد بألف على إن تبيعنى هذا الفرس بألف، وقيل: هو أن يبيع ثوباً بشرط الخياطة، أو حنطة بشرط الحمل إلى منزله، فقد جعل المشترى الثمن بدلا للعين والعمل، فما حاذى العين يكون بيعا، وما حاذى العمل فهو إلى منزله، فقد جمع صفقتين في صفقة، وأما نهيه عن بيع وسلف، فهو أن يبيع بشرط القرض أو الهبة، وأما ربح ما لم يضمن فهو أن يشترى عبداً فتوهب له هبة قبل القبض، أو اكتسب كسبا قبل القبض من جنس الثمن، أو من خلافه، فقبض العبد مع هذه الزوائد، لا يطيب له الزوائد؛ لأنه ربح ما لم يضمن، وأما نهيه عن بيع ما ليس عنده، فهو أن يبيع ما ليس في ملكه، ثم ملكه بوجه من الوجوه، يعني في المنقولات، وأما نهيه عن بيع ما ليس عنده، فهو أن يبيع ما ليس في ملكه، ثم ملكه بوجه من الوجوه، فإنه لا يجوز إلا في السلم، فإنه رخص فيه. (الجوهرة)

(٣) قوله: "فالبيع فاسد" لأنه لا فائدة للبائع في تأجيل المبيع، وفيه شرط نفى التسليم المستحق بالعقد، وترك التسليم ينافي مقتضى العقد. (الجوهرة مع الزيادة)

(٤) قوله: "فسد البيع" والأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناءه من العقد، والحمل من هذا القبيل، يعنى لا يصح إفراده بالعقد، وهذا أى كون الحمل من هذا القبيل؛ لأنه بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله به خلقه، وبيع الأصل يتناولها، فالاستثناء يكون على خلاف الموجب، فلم يصح فيصير شرطًا فاسدًا، والبيع يبطل به، كذا في "الهداية".

(٥) شُرُك النعل شراك: ساخت براي نعل.

مختصر القدورى ٢١١ حتاب البيوع النَصَارَى (١) و فطر اليَهُودِ إِذَا لَم يَعرِف السَمُتَبَايِعَانِ ذَلَكَ (١)

ولا يَجُوزُ البَيعُ إِلَى الْحَصَادِ (1) والدياسِ (٥) والقِطَافِ (١) وقُدُومِ الْحَاجّ، فَإِن تَرَاضَيَا بإسقاط الأجَلِ قَبلَ أَن يَأْخُذَ النَاسُ في الحَصَادِ والدياسِ، وقَبلَ قُدُوم الحَاجّ، جَازَ البَيعُ(٧)،

(٦) قوله: "فالبيع فاسد" نص في "الكنز": وصح بيع نعل على أن يحذوه أو يشركه أي استحسانًا، وقال زفر: لا يجوز وهو القياس؛ لأن فيه شرطًا لا يقتضيه العقد، ووجه الاستحسان تعامل الناس به من غير نكير، ولهذا يجوز الاستصناع واستئجار الصباغ والظئر والحجام، وإن كان إجارة على استهلاك الأعيان. فإن قيل: كون الشرط مِفسدا للبيع ثابت بالحديث، والتعامل المتعارف ليس بحاكم عليه. قلَّت: إن الحديث معلل بالإفضاء إلى المنازعة المخرج للعقد من الذي قصدبه، وهو قطع المنازعة، والعرف يقطع النزاع، فكان موافقًا لمعنى الحديث. (العيني و چليي والفتح)

(١) قوله: "والبيع إلى النيروز والمهرجان . . . إلخ" وهما معربان ، النيروز معرب نوروز ، والمهرجان معرب مهركان، النيروز أول يوم من الصيف وهو أول يوم تحل الشمس فيه الحمل، والمهرجان أول يوم من الشتاء، وهو أول يوم تحل فيه الشمس الميزان. فإن قيل: لم خص الصوم بالنصاري والفطر باليهود قيل: لأن صوم النصاري غير معلوم، وفطرهم معلوم واليهود بعكسه. (الجوهرة)

(٢) المذكورين من النيروز والمهرجان وغيرهما.

(٣) قوله: "فاسد" لأن النيروز والمهرجان لا يتعينان إلا بظن وممارسة بعلم النجوم، فربما يقع الخطأ، فيكون مجهولا، فيؤدي إلى النزاع، وكذا صوم النصاري وفطر اليهود يكونان مجهولين؛ لأن النصاري مبتدئون ويصومون خمسين يومًا، فيفطرون فيوم صومهم مجهول، وأما فطرهم بعد ما شرعوا في صومهم فمعلوم، فلا جهالة فيه، ولا فساد، واليهود يصومون من أول شهر إلى تمام عشرين من شهر آخر، فيوم صومهم وفطرهم مجهولان لاختلافهما باختلاف عدة شهر، هذا إذا لم يعرف العاقدان هذه الأجال، وكذا إذا لم يعرف أحدهما، أما إذا كان ذلك معلومًا عندهما، فيجوز البيع لعدم النزاع، كذا في "مجمع الأنهر".

(٤) قوله: "ولا يجوز البيع إلى الحصاد [بفتح الحاء وكسرها: قطع الزروع]. . . إلخ " لأن هذه أجال تتقدم وتتأخر، فتصير مجهولة. (الجوهرة)

- (٥) أصله الدواس: شدة وطء الشيء بالقدم، فالدياس في الطعام أن يوطأ بقوائم الدواب.
  - (٦) بالكسر: قطع العنب من الكرم، والفتح لغةً.

(٧) قوله: "جاز البيع [لأن الفساد للمنازعة، وقدارتفعت قبل تقرره، وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد، فيمكن إسقاطه . (ج)]" أي لو باع إلى هذه الآجال، ثم أسقطا الأجّل قبل تحقق هذه الأوقات، يعني قبل أن يأخذ الناس في الحصاد وغيره، وقبل قدوم الحاج، صح البيع، لأن سبب الفساد قد ارتفع بالإسقاط، وهو محمول على ما قبل الافتراق، حتى لو تفرقا قبل الإسقاط تأكد الفساد، ولا ينقلب جائزًا اتفاقًا، كجهالة فاحشة كهبوب الريح ومجيء المطر، فلا ينقلب جائزًا، وإن أبطل الأجل.

وقال زفر: لا يصح، لأنه انعقد فاسيدًا، فلا ينقلب صحيحًا بإسقاط المفسد، كما إذا أسقط الدرهم الزائد عن بيع الدرهم بالدرهمين، وكما إذا تزوج امرأة إلى عشرة أيام، ثم أسقط الأجل، وبه قالت الثلاثة . وإذَا قَبَضَ الْمُشتَرِى الْمَبِيعَ في البَيعِ الفَاسِدِ (١) بأمر البَائِعِ (١)، وفي العَقْدِ عِوَضَانِ، كُلَّ وَاحِد مِنهُمَا مَالٌ، مَلَكَ الْمَبِيعَ، ولَزِمتْهُ قِيمَتُهُ (١)، ولِكُلَّ وَاحِدٍ مِن الْمُتَعَاقِدَ يَنِ فَسخُهُ (١)، فإن بَاعَه الْمُشتَرى نَفَذَ بَيعُه (٥).

- (١) كالبيع بالخمر أو بشرط لا يقتضيه العقد، قيد بـ" الفاسد" لأن الباطل لا يفيد شيئًا.
  - (٢) أي بإذنه صريحًا أو دلالة.
- (٣) قوله: "ملك المبيع ولزمته قيمته" فقيد بقوله: قبض؛ لأن الملك لا يثبت في البيع الفاسد بدون القبض، قيد بالبيع الفاسد للاحتراز عن الباطل، فإنه لا يفيد الملك، ولو اتصل به القبض، والبيع الفاسد كالبيع بالخمر والحنزير أو بشرط لا يقتضيه العقد، وقيد بقوله: بأمر البائع لأنه لو قبض بدون أمره لا يفيد الملك، سواء كان الأمر صريحًا بأن كان قبل الافتراق أو بعده، وكان المبيع مما يملك بالقبض، أو كان الأمر دلالة، وهو أن يقبضه عقيب العقد بحضرة البائع، فإن لم يكن بحضرته لم يملكه، بخلاف الصريح فإنه يفيد الملك مطلقًا، وقيد بقوله: وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال؛ لأنه إن لم يكن أحد العوضين مالا كالميتة والدم والحر، لا يثبت الملك، ويكون البيع باطلا، والمبيع أمانة في يده حتى لو هلك لا ضمان على القابض، وعند الثلاثة يضمن، وهو رواية عن أصحابنا. والمعتبر في القيمة يوم القبض؛ لأن المبيع بالقبض دخل في ضمانه، وعند محمد يعتبر قيمة يوم التلف؛ لأنه به يتقرر عليه، وهذا إذا كان المبيع قيميًا، وإن كان مثليًا ملكه بمثله إذ هو أعدل لكونه مثلا له صورة ومعنى، وهو الأصح. (العيني والفتح والعناية)
- (٤) قوله: "ولكل واحد من المتعاقدين فسخه [رفعًا للفساد، هذا إذا لم يزدد البيع]" أى يجب على كل واحد منهما فسخه قبل القبض رفعًا للفساد، فاللام بمعنى على ، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَاتُمُ فَلَهَا﴾ ووارثه يخلفه، ولا يشترط القضاء، فيفسخ بمحضر من الآخر، أى بعلمه رضى أم لا، لأن في الفسخ إلزام الفسخ على صاحبه، فلا يلزم بدون علمه، وأما بعد القبض، فإن كان الفساد في صلب العقد، بأن باع عبداً بخمر أو خنزير، فكذلك لكل منهما سبيل من فسخ العقد لقوة الفساد، وإن كان بشرط زائد بأن باع إلى أجل مجهول، فحق الفسخ لمن له منفعة الشرط دون الآخر عند محمد، وعندهما لكل منهما فسخه بعلم صاحبه في الكل. (العيني والفتح)
- (٥) قوله: "فإن باعه المشترى نفذ بيعه [لأنه ملكه، فملك التصرف فيه]" يعنى أنه لا ينقض؛ لأنه قد ملكه فملك التصرف فيه]" يعنى أنه لا ينقض؛ لأنه قد ملكه فملك التصرف فيه، وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالبيع الثانى، ونقض الأول بحق الشرع، وحق العبد مقدم على حق الشرع لحاجته إليه، لكنه مقيد بقيود، الأول أن لا يكون فيه خيار الشرط، الثانى: أن يكون البيع الثانى صحيحًا، فلو كان فاسدًا لم يمتنع الفسخ. الثالث: أن يكون من غير بائعه، فلو باعه منه كان نقضا للأول. (الجوهرة وغيرها)

ولنا: أن المفسد شرط خارج عن صلب العقد، وهو يسير، ولهذا اختلفت الصحابة رضى الله عنهم فيه، فينقلب صحيحًا عند إزالته، أو نقول: انعقد موقوفًا، فبالإسقاط تبين أنه كان جائزًا، وهو الصحيح؛ لأن فساده باعتبار أنه يفضى إلى المنازعة، وقبل مجيئه لا منازعة فلا يفسد، بخلاف الدرهم الزائد؛ لأن الفساد فيه في صلب العقد؛ لأنه في أحد العوضين، وبخلاف الأجل في النكاح؛ لأنه عقد غير النكاح، وهو المتعة، والعقد لا ينقلب عقداً آخر. (العيني والفتح)

ومَن جَمَعَ بَينَ حُرٍ وعَبد، أو شَاة ذكية ومَيتَة بَطَلَ البَيعُ فِيهِ مَا (')، ومَن جَمَعَ بَينَ عَبد ومُدَبّرٍ أو بَينَ عَبده وعَبد غَيرِه، صَحَّ البَيعُ فَى العَبد بحصّته من الثَمَن ('')، ونَهَى رَسُولُ الله عَن النَجَش ('')، وعَن السَوم عَلى سَوم غَيرِه ('')، وعَن تَلَقّى الجَلَب ('')، وعَن بَيعِ الحَاضِرِ

(۱) قوله: "بطل البيع فيهما" سواء سمى لكل واحد منهما ثمنًا على حدة، أو لم يسمّ عند أبى حنيفة وعند أبى يوسف ومحمد إذا سمى لكل واحد منهما ثمنًا، جاز فى العبد والذكية، وبطل فى الحر والميتة، وإن لم يسم لكل واحد منهما ثمنًا، فكما قال أبو حنيفه، وجه البطلان عنده أن الحر والميتة لا يدخلان فى العقد لعدم شرطه، وهو المالية، فيكون العقد فى الحر والميتة شرطًا لجواز العقد فى العبد والذكية فيبطل، وعندهما: يصح إن سمى؛ لأنه إذا بين ثمنهما، صارا صفقتين، فيتقدر الفساد بقدر المفسد، بخلاف ما إذا لم يسمّ لكل واحد ثمنًا؛ لأنه يبقى بيعًا بالحصة ابتداء وهو لا يجوز، وله أن الصفقة متحدة، فلا يمكن وصفها بالصحة والفساد فيبطل، ومبنى الخلاف أن الصفقة تتعدد عندهما بمجرد تفصيل الثمن، فلا يسرى الفساد من أحدهما إلى الأخرى، وبه قال الشافعى فى قول واحد، وأحمد فى رواية، وعنده لا بدلتعدد الصفقة من تكرر لفظ البيع مع تفصيل الثمن والعينى والفتح والجوهرة)

(٢) قوله: "صح البيع في العبد بحصته من الثمن؛ لأن عبد الغير والمدبر مملوك، فينعقد البيع إلا أنه امتنع النفاذ لعدم إجازة المالك، أو بعدم إجازة الحاكم في المدبر، حتى لو أجاز الحاكم جاز، فإذا امتنعا من الإجازة يبقى العقد في العبد بحصته من الثمن، والجهالة الطارية لا تفسد العقد. (الفاتح)

(٣) قوله: "ونهى رسول الله عن النجش [بفتحتين: هو أن يزيد فى ثمن المبيع، ولا يريد الشراء، ليرغب غيره]" ألحقه بالفاسد لكون الكراهة فى هذه المواضع تحريمية، وأخره لأنه أدنى حالا منه فى فساد العقد؛ لأن الفساد فيه لمعنى لا فى صلب العقد، ولا فى شرائط الصحة، فكان صحيحًا، وكراهته محمول على ما إذا كان الطالب يطلبها بقيمتها، فإن طلبها بما نقص لا بأس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتها، ووجه كراهته ما روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الحاضر للبادى، وأن يتناجشوا، رواه البخارى ومسلم وأحمد، ولأن ذلك سبب لإيقاع رجل فيه بأزيد من الثمن، وهو خداع، والخداع قبيح جاور هذا البيع، فكان مكروهًا. (العينى والفتح والعناية)

- (3) قوله: "وعن السوم [بها كردن] على سوم غيره" لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم غيره»، رواه البخارى ومسلم وأحمد، سواء كان الغير ذمياً أو مستأمنًا، وذكر الأخ فى الحديث ليس قيداً، بل لزيادة التنفير، وإنما يكره إذا جنح قلب البائع إلى البيع بالثمن الذى سمّاه المشترى، وأما إذا لم يركن قلبه ولم يرض بها، فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيد منه؛ لأنه بيع من يزيد، ولا بأس به، وقد قال أنس رضى الله عنه أنه عنه أنه عداً وحلساً بيع من يزيد، رواه أحمد والترمذى. (العينى والفتح)
- (٥) قوله: "عن تلقى الجلب" وكراهة التلقى لقول ابن مسعود رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقى الجلب للبيع، أى الشراء، رواه البخارى ومسلم. وصورة تلقى الجلب أن رجلا من أهل المصر إذا سمع بمجىء قافلة معهم طعام، وأهل المصر في قحط وغلاء، فخرج يتلقاهم ويشترى منهم جميع طعامهم، ويدخل به المصر، ويبيعه على ما يريد من الثمن، ولو تركهم حتى دخلوا وباعوا على أهل المصر متفرقًا توسع أهل المصر بذلك، وأما إذا كان أهل المصر لا يتضررون بذلك، فإنه لا يكره، وقال بعضهم: صورته: أن يتلقاهم رجل من أهل المصر، فيشترى منهم بأرخص من سعر المصر، وهم لا يعلمون بسعر أهل المصر، فالشراء جائز في الحكم،

للبَادى (١)، والبَيعِ عندَ أَذَانِ الجُمُعَةِ (١)، وكُلِّ ذَلكَ يُكرَهُ (١)، ولا يَفسُدُ (١) بِه البَيعُ، ومَن مَلكَ (٥) مَملُو كَينِ صَغيرَينِ أَحَدُ هُمَا ذُو رَحِمٍ مَحرَمٍ مِن الآخرِ (١) لَم يُفَرَّق بَينَهُ مَا (٧)، وكَذَ لِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُ هُمَا كَبِيرًا والآخَرُ صَغيرًا، فإن فَرَّقَ بَينَهُ مَا كُرِهَ ذَلِكَ وجَازَ البَيعُ (٨)، وإن كَانَا كَبِيرَينِ، فلا بَأْسَ بالتَفريق بَينَهُ مَا (١).

ولكنه مكروه؛ لأنه غرّهم، سواء تضرر به أهل المصر أو لا. (الجوهرة وغيرها)

(۱) قوله: "وعن بيع الحاضر للبادى" لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله على: «لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر للبادى» فقال: لا يكون «لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر للبادى» فقال: لا يكون الحاضر سمساراً للبادى، أى دلالا، رواه البخارى ومسلم. وصورته: أن يجلب البادى السلعة، فيأخذها الحاضر ليبيعها عن جانبه بعد الوقت بأعلى من السعر الموجود وقت الجلب.

وفي "شرح الطحاوى": صورته: إن الرجل إذا كان له طعام وأهل المصر في قحط، وهو لا يبيعه من أهل المصر في قحط، حتى يتوسعوا، ولكنه يبيعه من أهل البادي بثمن غال، وأهل المصر يتضررون بذلك فلا يجوز، ولو كانوا لا يتضررون، فلا بأس ببيعه منهم. (العيني)

- (٢) لقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا البيعَ﴾ يعنى الأذان الأول بعد الزوال. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "وكل ذلك يكره [لوجود النهي]" أي المذكور من قوله: ونهي رسول الله علي عن النجش إلى هنا. (الجوهرة)
  - (٤) حتى إنه يجب الثمن دون القيمة ، ويثبت به الملك قبل القبض. (ج)
    - (٥) أي بقبول الهبة والوصية والشراء والإرث.
- (٦) قوله: "ذو رحم محرم من الأخر" مثل الأب والابن والأم والابن والأخوين، فلا يدخل فيه محرم غير قريب، ولا قريب غير محرم. (العيني)
- (٧) قوله: "لم يفرق بينهما. . . إلخ "عبر بالنفى مبالغة فى المنع، إذ قد ورد عن أبى موسى قال: لعن رسول الله على من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه، رواه ابن ماجة والدارقطنى، كذا فى "العينى" و "فتح المعين". قال فى "الجوهرة": لم يفرق بينهما إلى أن يبلغ الغلام وتحيض الجارية، وإنما ذكر لفظ ملك ليتناول وجوه الملك من الهبة والشراء والإرث والوصية وغير ذلك؛ ولأن الصغير يستأنس بالصغير والكبير يتعاهده، وفيه ترك المرحمة على صغار، ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم، ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما.
- (٨) قوله : "فإن فرّق بينهما كره ذلك وجاز البيع" ويأثّم لقوله عليه الصلاة والسلام : «من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحباءه في الجنة» . (الفاتح)
- (٩) قوله: "فلا بأس بالتفريق بينهما" وبين الزوجين، سواء كانا صغيرين أو لا، فإنه لا يكره تفريقهما؛ لأن النص ورد في منع تفريق صغير عن ذي رحم محرم منه، فالكبيران والزوجان ليسا في معنى المنصوص عليه، فيجوز تفريقهما، ولا يجوز أن يثبت فيهما المنع إلحاقًا بالمنصوص عليه بالدلالة؛ لأن النص ورد على خلاف القياس، فلا يحلق به غيره بالدلالة، وقد صح أن المقوقس القبطي أهدى له على مارية وسيرين، وكانتا أختين،

#### بابُ الإِقَالَة (١)

الإقَالَةُ جَائِزَةٌ (٢) في البَيع للبَائِع والمُشتَرى بَثلِ الثَمَنِ الأوّل، فإن شَرَطَ أكثَرَ منهُ، أو أقلَّ منهُ، فالشَرْطُ بَاطِلٌ (٣)، ويُرَدُّ بَثلِ الثَمَنِ الأوّل (١)، وهي فَسخٌ في حَقّ المُتَعَاقِدَ ين (٥) بَيعٌ جَديدٌ في حَقّ غَيرِهِ مَا في قُول أبى حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وهَلاكُ الثَّمَنِ لا يَمنَعُ صِحّة الإقَالَةُ في الإقَالَة في حَليدٌ (١)، وهَلاكُ السَمبِيعِ يَمنَعُ صِحّتَهَ اللهُ وَإِن هَلَكَ بَعضُ السَمبِيعِ جَازَتِ الإقَالَةُ في

ففرق ﷺ بينهما حيث تسرى بمارية وأعطى الأخرى لحسان رضي الله عنه. (العيني والفتح)

(٣) قوله: "فالشرط باطل" هذا إذا لم يدخله عيب، أما إذا تعيب جازت الإقالة بأقل من الثمن، ويكون ذلك بمقابلة العيب، ولا يجوز بأكثر من الثمن، فإن أقال بأكثر من الثمن، فهي بالثمن لا غير، كذا في "الجوهرة". (٤) لأن الإقالة رفع العقد الأول على الوجه الذي انعقد عليه.

(٥) قوله: "وهى فسخ فى حق. . . إلخ" قال الشارح المحقق فى "الجوهرة النيرة" فى هذا تفصيل: إن كانت قبل القبض، فهى فسخ عند أبى حنيفة، وقال أبو يوسف: هى بيع، وقال القبض، فهى فسخ عند أبى حنيفة، وقال أبو يوسف: هى بيع، وقال محمد: إن كانت بالثمن الأول، أو بأقل فهى فسخ، وإن كانت بأكثر، أو بجنس آخر، فهى بيع، ولاخلاف بينهم أنها بيع فى حق الغير سواء كانت قبل القبض أو بعده، وقال زفر: هى فسخ فى حقهما، وحق الغير، لا يقال: كيف تكون فسخًا فى حقهما وبيعًا فى حق غيرهما، وهى عقد واحد.

فنقول: لا يمتنع مثل ذلك في أصول الشرع، ألا ترى أن الهبة بشرط العوض في حكم البيع في حق الغير، ولهذا يثبت فيها الشفعة وهي في معنى الهبة في حق المتعاقدين من اعتبار القبض فيها كما يعتبر في الهبة، فكذا الإقالة، ويقال: إغا جعلت فسخًا في حق المتعاقدين عملا بلفظ الإقالة؛ لأن لفظها ينبئ عن الفسخ والرفع، وإغا جعلت بيعًا في حق غيرهما عملا بمعنى الإقالة لا بلفظها؛ لأنها في المعنى مبادلة المال بالمال بالتراضى، وهذا حد البيع، فاعتبرنا اللفظ في حق المتعاقدين، واعتبرنا المعنى في حق غيرهما عملا بالشبهين، وإغالم يعكس بأن يعتبر اللفظ في حق غيرهما، والعمل بالمعنى في حقهما؛ لأن اللفظ قائم بالمتعاقدين، واللفظ لفظ الفسخ، فاعتبرنا جانب اللفظ في حق المتعاقدين العمل بالمعنى في حق غيرهما لا محالة للعمل بالشبهين –انتهى ما فيها –.

(٦) قوله: "وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة" لأن قيام العقد ليس بالثمن بل بالمعقود عليه، وهو المبيع دون الثمن لعدم تعينه. (العيني والفتح)

<sup>(</sup>۱) قوله: "باب الإقالة" اعلم أن الخلاص عن خبث البيع الفاسد والمكروه لما كان بالفسخ، وكان للإقالة تعلق خاص بهما، فأعقب ذكرها إياهما، وهي مصدر من أقال يقيل إقالة، وهو أجوف يائي، وقيل: هو مشتق من القول، والهمزة فيه للسلب، أي إزالة القول الأول، وهو ما جرى بينهما من البيع، كأشكى أي أزال شكواه، وهذا لا يصح الأنه يقال: قلت البيع -بالكسر- فهذا يدل على أن عينه ياء، ولو كان مشتقاً من القول يقال: قلت البيع -بالضم- ومعناه القلع والرفع، وفي الشرع: عبارة عن رفع العقد. من الجوهرة و" فتح المعين" و" العيني".

 <sup>(</sup>٢) قوله: "جائزة" لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أقال نادمًا بيعه أقال الله عثراته يوم القيامة" ولأن
 العقد حقهما فيما كان رفعه، كذا في "الجوهرة" وغيرها.

بَاقیه<sup>(۱)</sup>

#### بابُ المُرَابَحَة والتَولِيَةِ (٢)

المُرابَحَةُ: نَقلُ مَا مَلَكَه بِالعَقد الأوّل بِالثَمَنِ الأوّل مَعَ زِيادَة رِبحٍ (")، والتَولِيَةُ: نقلُ ما مَلَكَه بِالعَقد الأوّل مِن غَيرِ زِيادَة رِبْحٍ (ن)، ولا تَصحُ السَمُر ابَحَةُ والتَولِيةُ حَتّى مَلَكَه بِالعَقد الأوّل بِالثَمَنِ الأوّل مِن غَيرِ زِيادَة رِبْحٍ (ن)، ولا تَصحُ السَمَال أَجرَة القَصارِ (٧) يَحُونَ العِوَضُ مِمَّالَه مِثلٌ (٥)، ويَجُوزُ أَن يُضِيفُ (١) إلى رَأْسِ السَمَال أُجرَة القَصارِ (٧)

- (٣) قوله: "المرابحة: نقل ما ملكه [أى من السلع] بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح" اعلم أن فى كل قيد من هذه القيود اعتراضاً، وقوله: نقل ما ملكه ينبغى أن يقال من العروض؛ لأنه إذا اشترى الدنانير بالدنانير، أو الدراهم بالدراهم، لا يجوز بيع الدنانير والدراهم مرابحة، وقوله: بالعقد الأول من حقه أن يقال: نقل ملكه من السلع بما ملكه؛ لأنه لا يشترط العقد فيما ملكه، ألا ترى أن من غصب عبداً، وأبق من يد الغاصب، وقضى القاضى عليه بالقيمة، ثم عاد العبد، فللغاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة التي آداها، ولم يكن هناك عقد قوله بالثمن الأول من حقه أن يقال بما قام عليه؛ لأنه لو ضم أجرة القصار والصباغ والطراز جاز، وهذا إذا جمع كان أكثر من الثمن الأول، كذا في "الجوهرة"، وما اعترض على الشيخ إن تأملت في عبارته لا ير د عليه.
- (٤) قوله: "والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول . . . إلخ " لما روى : "أن النبى عَلَيْهُ لما أراد الهجرة اشترى أبو بكر رضى الله عنه بعيرين، فقال له النبى عَلَيْهُ : ولنى أحدهما أى بعه منى تولية ، فقال هو لك بغير تمن ، فقال : أما بغير تمن فلا" ، كذا في "الجوهرة" و "الهداية" ، وإنما سمّى تولية ؛ لأن البائع كأنه يجعل المشترى واليًا لما اشتراه بما اشتراه .
- (٥) قوله: "مثل [كالمكيل والموزون، لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه ملكه بالقيمة، وهي مجهولة]" كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعددي المتقارب، وإنما قيد بالمثلى؛ لأن غير المثلى مثل قيمة وهي مجهولة يعرف بالتقدير والتخمين. (ع وط والفاتح)

<sup>(</sup>٧) قوله: "وهلاك المبيع يمنع صحتها" لأن رفع البيع يستدعى قيام المبيع إذ رفع المعدوم محال، وقيام البيع بالمبيع دون الثمن؛ لأن الأصل هو المبيع، ولهذا شرط وجوده عند البيع، بخلاف الثمن، فإنه بمنزلة الوصف، ولهذا جاز العقد، وإن لم يكن موجودًا كما عرف في الأصول. (العيني والفتح والعناية)

<sup>(</sup>١) قوله: "وإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة [لقيام البيع فيه] في باقيه" لأن الجزء معتبر بالكل، أي يمنع بقدر الهلاك، ويصح في باقيه لقيام المبيع في الباقي، وهذا بالإجماع إلا في رواية للشافعي. (العيني والفتح)

<sup>(</sup>٢) قوله: "باب المرابحة. . . إلخ" لما فرغ مما يتعلق بالأصل وهو البيع من البيوع اللازمة وغير اللازمة ، شرع في بيان الأنواع التي تتعلق بالثمن ، واعلم أن البيع على ضربين ، بيع مساومة وبيع ضمان ، فبيع المساومة هو ما تقدم من البياعات ، وبيع الضمان ثلاثة أضرب ، بيع المرابحة وبيع المواضعة وبيع التولية ، والتولية على ضربين ، تولية الكل وتولية البعض ، فتولية الكل تولية ، وتولية البعض اشتراك ، كذا في "الجوهرة" . مناسبة هذا الباب بباب الإقالة أن المرابحة نقل بالزيادة ، والإقالة نقل بدون الزيادة ، فيكون المناسبة من حيث النقل ، كذا في "النافع" . (الفاتح)

والصَّبَاغُ (١) والطَرّازِ (١) والفَتلِ (١) وأجرة حَملِ الطَعَام، ويَقُولُ: قَامَ عَلَى بكذَا، ولا يَقُولُ: اشترَيتُه بكذَا (١) فإن اطّلَعَ الـمُشترِى عَلَى خِيانَة في الـمُرابَحَة (٥) فهُو بالخيارِ عِندَ أبي حَنيفَة رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى إن شَاءَ أَخَذَهُ بِجميعِ الثَمَنِ (١) وإن شَاءَ رَدَّه، وإن اطّلَعَ عَلَى خِيانَة في التَوليَة أَسقَطَهَا من الثَمَن (١).

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: يُحَطُّ ( ) فيهِ مَا ( ) ، وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لا يُحَطُّ فِيهِ مَا ( ) ، وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لا يُحَطُّ فِيهِ مَا ( ) ، لَكِن يُخَيِّرُ فِيهِ مَا ، ومَن اشتَرَى شَيئًا مَّا يُنقَلُ ويُحَوِّلُ ( ) ، لَم يَجُز لَه بَيعُه حَتّى

 <sup>(</sup>٦) قوله: "ويجوز أن يضيف . . . إلخ" لأن العرف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار؟
 ولأن كل ما يزيد في المبيع، أو في قيمته يلحق به، أي برأس المال، هذا هو الأصل، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٧) گاذر .

<sup>(</sup>۱) رن*ې ري*ز.

<sup>(</sup>۲) نگار جامه، کشیده دوز.

<sup>(</sup>٣) تافتني.

<sup>(</sup>٤) كيلا يكِهون كاذبًا. (ج)

<sup>(</sup>٥) قوله: "فإن اطلع. . . إلخ" بإقرار البائع أو بالبينة أو بنكوله عن اليمين. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) قولِهِ: "أخذه بجميع الثمن" لأن الخيانة لا تخرج العقد عن موضوعه، ولم يرض البائع بخروج المبيع من يده إلا بجملة سماها من الثمن، فلا يخرج بأقل منها، كذا في "الجوهرة".

 <sup>(</sup>٧) قوله: "أسقطها [أى أسقط قدر الخيانة]. . . إلخ" لأن الخيانة في التولية تخرج العقد عن موضوعه؟
 لأنهما دخلا في عقد التولية، فلو بقينا الخيانة، كان عقد مرابحة، وذلك ضد ما قصداه؟ ولأنه لو لم يحط الخيانة
 في التولية لا تبقى تولية وفي المرابحة إذا لم تحط تبقى مرابحة، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٨) قياسًا على التولية . (ج)

<sup>(</sup>٩) أي يحط قدر الخيانة في المرابحة والتولية جميعًا.

<sup>(</sup>١٠) قوله: "لا يحط فيهما... إلخ" لأنه لم يرض بخروج المبيع من ملكه إلا بجملة سماها، فلا يخرج بأقل منها، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وصورة الخيانة في المرابحة والتولية أنه إذا اشترى ثوبًا بتسعة وقبضه، ثم قال لآخر: اشتريته بعشرة، فوليتك بما اشتريته أو باعه مرابحة عشرة بأحد عشر، قال أبو يوسف فيهما: ليس للمشترى خيار، ويلزمه البيع، ولكن يرجع في التولية بالخيانة، وهي درهم، وفي المرابحة بالخيانة، وحصتها من الربح، وهي درهم، وعشر درهم، وقال محمد فيهما جميعًا المشترى بالخيار، إن شاء رضى به بجميع الثمن، وإن شاء رده، وهذا إذا كان المعقود عليه محلا للفسخ، وإلا بطل خياره، ولزمه جميع الثمن، وأبوحنيفة رحمه الله في المرابحة مثل قول محمد، وفي التولية مثل قول أبي يوسف. وبيان الحط في المرابحة إذا باع ثوبًا بعشرة على ربح خمسة، ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية، فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل، وهو الخمس وذلك درهمان، وما قابلة من الربح، وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهما، كذا في "الجوهرة".

يَقبِضَه (١)، ويَجُوزُبَيعُ العَقَارِ قَبلَ القَبضِ عِندَ أبى حَنِيفَةَ وأبى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللهُ (٢).

وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: لا يَجُوزُ اللهُ ومَن اشتَرَى مَكِيلًا مُكَايَلَةً أو مَوزُونًا مُوَازَنَةً ، فاكتَالَه (1) أو اتَزَنَه (0) ثُمَّ بَاعَهُ مُكَايَلَةً أو مُوَازَنَةً لَم يَجُزْ للمُشتَرِى مِنهُ أَن يَبِيعَه، ولا أَن يَأْ كُلَهِ خَتَى يُعِيدَ الكَيلَ والوَزنَ (١) والتَصَرُّفُ في الثَمَن قَبلَ القَبض جَائزٌ (٧) ويَجُوزُ للمُشتَرى أَن

(١١) قوله: "ومن اشترى شيئًا مما ينقل . . . إلخ "مناسبة هذه المسألة بالمرابحة والتولية أن المرابحة إنما تصح بعد القبض، ولا تصح قبله، وقيد بقوله لم يجز بيعه، ولم يقل لم يجز أن يتصرف فيه ليقع المسألة على الاتفاق، فإن عند محمد يجوز الهبة والصدقة والرهن قبل القبض فيما ينقل ويحول، فكان عدم جواز البيع على الاتفاق، كذا في "النهاية". والإجارة والمرابحة والتولية لا تجوز بالاتفاق، وأما الوصية والعتق والتدبير وإقراره بأنها أم ولده يجوز قبل القبض بالاتفاق. قال الخجندى: إذا اشترى منقولا لا يجوز بيعه قبل القبض، لا من بائعه، ولا من غيره، فإن باعه فالبيع الثاني باطل، والبيع الأول على حاله جائز. (الجوهرة النيرة)

(۱) قوله: "لم يجز له بيعه حتى يقبضه" لأنه عليه السلام نهى عن بيع ما لم يقبض، أخرجه النسائى فى سننه الكبرى عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله! إنى رجل أبتاع هذه البيوع، وأبيعها فما يحل لى منها وما يحرم، قال: لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه؛ ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار هلاك المبيع عند البائع الأول؛ لأنه إذا هلك قبل القبض ينفسخ البيع، وعاد إلى قديم ملك البائع، فيكون المشترى بائعًا ملك غيره، ومتى قبض يتم الهبيع، فيصير بائعًا ملك نفسه، وقبل القبض لا يدرى أتم البيع، فيصير بائعًا ملك نفسه أم ينفسخ، فيصير بائعًا ملك نفسه، وقبل القبض لا يدرى أتم البيع، فيصير بائعًا ملك نفسه أم ينفسخ، فيصير بائعًا ملك غيره، فلا يصح، فتمكن فيه غرر، فكان باطلا، كذا في "الهداية" و "الكفاية".

(٢) قوله: "ويجوز بيع العقار قبل القبض. . . إلخ" لأن ركن البيع، وهو الإيجاب والقبول صدر من أهله في محله، ولا غرر في بيع العقار قبل القبض؛ لأن الهلاك في العقار نادر، بخلاف المنقول، فإنه غير نادر فيه، كذا في "الهداية".

(٣) قوله: "وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يجوز [اعتبارًا بالمنقول]" لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد، وبه قال أحمد والشافعي، ولهما أن عدم الجواز في المنقول لخطر النفساخ البيع بهلاك المعقود عليه في يد البائع قبل القبض، والهلاك لا يتحقق في العقار غالبًا. فإن قيل: إنه تعليل في موضع النص، وهو غير مقبول.

أجيب بأن النص عام دخله الخصوص لإجماعنا على جواز التصرف في الثمن والصداق قبل القبض، ومثل هذا العام يجوز تخصيصه بالقياس، فحملناه على المنقول حتى لو تصور هلاك العقار، لا يجوز بيعه قبل قبضه، بأن كان على شط نهر، وما رواه معلول بغرر انفساخ العقد بالهلاك قبل القبض، والإجارة قبل القبض، قيل: على هذا الخلاف، ولا يجوز للمشترى أن يواجر الدار المشتراة قبل القبض عند محمد، وعندهما يجوز، والأصح أن الإجارة لا تصح اتفاقًا، وعليه الفتوى؛ لأن الإجارة تمليك المنافع، والمنافع كالمنقول في احتمال الهلاك، وكذا لا يجوز بالاتفاق، وبيع العلو والعقار الذي لا يؤمن أن تغلب عليه الرمال. (العيني والفتح والكفاية)

- (٤) كيل كرد او را.
- (٥) وزن کرد او را.

<sup>(</sup>٦) قوله: "حتى يعيد الكيل والوزن؛ لما روى جابر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع

يَزِيدَ للبَائع في الثَمَن .

### ويَجُوزُ للبَائِعِ أَن يَزِيدَ للمُشتَرِى في المَبِيعِ (١)، ويَجُوزُ أَن يَحُطَّ من الثَمَنِ (١)، ويَتَعَلقَّ

الطعام حتى يجرى فيه صاعان، صاع البائع وصاع المشترى، رواه ابن ماجه والدارقطنى. ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للبائع، والتصرف فى مال الغير حرام، فيجب التحرز عنه، وهذه العلة موجودة فى الموزون، فكان مثله ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع، وإن كان بحضرة المشترى؛ لأنه ليس صاع البائع والمشترى وهو الشرط، ولا بكيله بعد البيع بغيبة المشترى؛ لأن الكيل من باب التسليم، ولا تسليم إلا بحضرته، وإن كاله البائع بعد البيع بحضرة المشترى، فقد قيل: لا يكفى فيه لظاهر الحديث؛ لأنه اعتبر صاعين، والصحيح أنه يكتفى به؛ لأن المبيع صار معلومًا بكيل واحد، قال في النهاية : في هذه المسألة قيود يقع بها احتراز عن مسائل أخر، قيد بالشراء لأنه إذا ملك مكيلا، أو موزونًا بالهبة، أو بالميراث أو بالوصية، جاز له أن يتصرف فيه قبل الكيل والوزن، وقبل الكيل والوزن، وقيد بكون المكيل والوزن، وقيد بكونه مكايلة وموازنة حتى لو باعه مجازفة، جاز التصرف فيه قبل الكيل.

وقوله: ولا أن يأكله حتى . . . إلخ ، وكذا كل تصرف يبنى على الملك كالهبة والوصية ، ولا يلزم من حرمة كله قبل إعادة الكيل كون الطعام حرامًا حتى لو أكله ، وقبضه بلا كيل ، لا يقال : إنه أكل حرامًا ؛ لأنه أكل ملك نفسه ، إلا أنه إنم لتركه ما أمر به من الكيل ، وكذا حكم الوزن . (العينى والفتح والعناية والجوهرة)

(٧) قوله: "والتصرف في الثمن قبل قبضه، سواء كان مما لا يتعين كالنقود، أو مما يتعين كالمكيل والموزون حتى لو باع أى صح التصرف في الثمن قبل قبضه، سواء كان مما لا يتعين كالنقود، أو مما يتعين كالمكيل والموزون حتى لو باع إبلا بدراهم، أو بكرًّ من الحنطة، جاز أن يأخذ بدله شيئًا آخر لحديث ابن عمر رضى الله: كنّا نبيع الإبل بالبقيع، فنأخذ مكان الدراهم الدنانير، ومكان الدنانير الدراهم، وكان يجوزه رسول الله على ولأن النهى ورد في المبيع لاحتمال غرر انفساخ، ولا يتصور ذلك في الثمن الأنه دين ثابت في الذمة، ولا يتعين بالتعيين، ولا فرق بين أن يكون المقبوض من جنسه، أو من خلاف جنسه، إذ الكل معاوضة، و في الغاية التصرف في الأثمان، وسائر الديون من المهر والأجرة، وضمان المتلفات ونحوها سوى الصرف والسلم جائز قبل القبض الأن الملك مطلق، وكان القياس أيضًا ذلك في بيع المنقول إلا أنه ترك بالحديث. (العيني والعناية)

(۱) قوله: "ويجوز للمشترى أن يزيد للبائع [ما دام قيام المبيع] في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد للمشترى في المبيع [ولا يشترط قيام المبيع بخلاف الزيادة في الشمن]" أي ويصح للمشترى الزيادة في الثمن، ولو من غير جنسه في المجلس أو بعده، أو من وارث المشترى بشرط قبول البائع في المجلس، وبقاء المبيع، وكونه محلا للمقابلة في حق المشترى، وصح للبائع أن يزيد في المبيع، وأن يحطه من الثمن، ولو بعد هلاك المبيع، وقبض الثمن، فالزيادة والحط ملحقان بأصل العقد، ولو بعد تمام العقد، وعند الشافعي وزفر إلحاقهما بعد لزوم البيع، لا يصح على اعتبار أنه يكون صلة مبتدأة، فلا يتم إلا بالتسليم؛ لأن المبيع دخل في ملك المشترى، أو الثمن في ملك البائع، فمن زاد شيئًا، فهو مبدل العوض عن ملك نفسه، وهذا لا يجوز. ولنا: أنهما يغيران بهما صفة العقد من الخسارة إلى الربح أو العدل، ولهما رفع العقد، فلأن لهما تغيير وصفه أولى. (العبني والفتح)

(٢) قوله: "ويجوز أن يحط من الثمن" ولو حط بعد هلاك المعقود عليه إجماعًا، وأما الحط من المبيع ففى "المحيط": إن كان دينًا يصح، وإن كان عينًا لا يصح؛ لأنه إسقاط، وإسقاط العين لا يصح، واعلم أن التحاق الحط بأصل العقد مقيد بما إذا لم يكن من الوكيل حتى لو حط الوكيل بيع الدار عن المشترى مائة صح، وضمن للموكل، ويأخذها الشفيع بجميع الثمن؛ لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد. (العيني والفتح والجوهرة)

الاستحقَاقُ بَجَمِيعِ ذَلِكَ (۱) . ومَن بَاعَ بِثَمَنٍ حَالَ ،ثُمَّ أَجَّلَهُ أَجَلا مَعلُومًا صَارَ مُؤجَّلا (۲) ، وكُلَّ دَينٍ حَالٍ إِذَا أَجَلَهُ لا يَصِح (۱) . وكُلَّ دَينٍ حَالٍ إِذَا أَجَلَهُ كُل يَصِح (۱) . وينٍ حَالٍ إِذَا أَجَلَهُ كُل يَصِح (۱) . واللهُ القَرضُ ، فإن تَأْجِيلَه لا يَصِح (۱) . وينٍ حَالٍ إذَا أَجَلَهُ هُ صَاحِهُ صَارَ مُؤجِّلا (۱) إلا القَرضُ ، فإن تَأْجِيلَه لا يَصِح (۱) .

الربا مُحرَّمٌ (١) في كُلَّ مَكيلٍ أو مَوزُونِ إِذَا بِيعَ بِجِنسِه مُتَفَاضِلا (٧) فالعِلَّةُ فِيهِ الكَيلُ مَعَ الجِنسِ أو الوَزنِ مَعَ الجِنسِ (٨)، فإذَا بِيعَ الممكيلُ بجِنسِه، أو المموزُونُ بجِنسِه مَثْلا بِمثلِ جَازَ

(۱) قوله: "بجميع ذلك" أى بالمزيد عليه والمزيد، فإن للبائع أن يحبس المبيع ما لم يستوف المزيد والمزيد عليه من الثمن إذا كان الثمن حالا وليس للمشترى أن يمنع الزيادة بعد ذلك؛ لأنها التحقت بأصل العقد، وكذلك المشترى، ليس له مطالبة البائع بتسليم المبيع ما لم يسلم المزيد والمزيد عليه من الثمن، وكذلك المشترى يرجع على البائع بجميع ذلك، أعنى بالأصل والزيادة إذا استحق المبيع، وفي صورة الحط للمشترى مطالبة البائع بتسليم المبيع إذا سلّم ما بقى بعد الحط من الثمن، وكذلك الشفيع يستحق المبيع بما بقى بعد الحط، كذا في "العيني".

- (٢) لأن الثمن حقه، أي حق البائع فله أن يؤخره تيسيرًا على من عليه، وهو المشتري.
  - (٣) إذا قبل المديون وإلا يبقى حالا.
- (٤) قوله: "فإن تأجيله [فإن للمقرض أن يطالب المستقرض في الحال بعد التأجيل] لا يصح "أى لا يلزم حتى لو أجله عند الإقراض مدة معلومة أو بعده، لا يثبت الأجل، وله أن يطالبه في الحال؛ لأن القرض إعارة، وهي تبرع والتأجيل في الإعارة ليس بلازم. (العيني والفتح)
- (٥) قوله: "باب الربا" لما فرغ عن ذكر أنواع البيوع التي أمر الشارع بمباشرتها بقوله تعالى: ﴿وَابِتَغُوا مِن فَصَلِ اللهِ شَرِع في بيان بيوع نهى الشارع عن مباشرتها بقوله تعالى: ﴿يَا أَيّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا الرّبا ﴾ فإن النهى يعقب الأمر، وهذا لأن المقصود من كتاب البيوع بيان الحلال الذي هو بيع شرعًا، والحرام الذي هو الربا، ولذا لما قيل لمحمد رحمه الله: ألا تصنف شيئًا في الزُهد، قال: قد صنفت كتاب البيوع، ومراده بيّنت فيه ما يحل ويحرم، وليس الزهد إلا الاجتناب عن الحرام، والرغبة في الحلال، وتناسب البابين من حيث أن فيهما زيادة، لكن في المرابحة زيادة هي حلال، وفي الربا زيادة هي حرام، والاحتراز عن الشبهة واجب في كل بأب، وحرمته بالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، ولهذا يكفر مستحله، والربا في اللغة هو الزيادة من ربي المال، أي بالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، ولهذا يكفر مستحله، والربا في اللغة هو الزيادة من ربي المال، أي زاد. وفي الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال، كذا في "المعيني" و"فتح المعين". وقال في "الجوهرة": هو عبارة عن عقد فاسد بصفة، سواء كان هناك زيادة أو لا، الاترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا، وليس فيه زيادة.
- (٦) قوله: "محرم" بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَحَرَمَ الرّبا﴾ و أما السنة فقوله عَلَيْهُ: "أكلُ درهم واحد من ربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل، ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به "وقال ابن مسعود: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به ملعونون على لسان محمد عَلَيْ إلى يوم القيامة، كذا في "البناية". (الجوهرة)
  - (٧) سواء كان مأكو لا أو غير مأكول. (ج)
- (٨) قوله: "فالعلة فيه الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس" ويقال: القدر مع الجنس وهو أشمل؛ لأنه

البَيعُ، وإِن تَفَاضَلا لَم يَجُزُ<sup>(')</sup>، ولا يَجُوزُ بَيعُ الجَيّد بِالرَدىء ('') مّا فيه الرَبَا إلا مَثلا بمِثل، وإذَا عَدمَ الوَصفَانِ الجِنسُ والمَعنَى المَضمُومُ إلَيه، حَلَّ التَفَاضُلُ والنَسَاءُ (')، وإذَا وُجِدَا، حَرُمَ التَفَاضُلُ والنَسَاءُ (')، وإذَا وُجِدَا، حَرُمَ التَفَاضُلُ وحَرُمَ التَفَاضُلُ وحَرُمَ التَفَاضُلُ وحَرُمَ

يتناول الكيل والوزن معًا بخلاف لفظ الكيل؛ فإنه لا يتناول الوزن، ولفظ الوزن لا يتناول الكيل، وأما لفظ القدر فيشملهما معًا. والعلة على نوعين: علة كاملة وهي القدر والجنس، وعلة ناقصة، وهي القدر دون الجنس أو الجنس دون القدر، والفضل أيضًا على نوعين: فضل حقيقي: كبيع درهم بدرهمين، وفضل اعتباري: كبيع درهم بدرهم إلى أجل، فالعلة الكاملة تحرم الفضل الحقيقي الاعتباري، والعلَّة الناقصة تحرم الفضل الاعتباري. والأصل في كون القدر مع الجنس ما رواه عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدري وغيرهم، وهو قوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدَّا بيد والفضل ربا»، وعد الأشياء الستة: الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال، والحكم أي حرمة الفضل معلول بإجماع القائسين، أي المجتهدين، لكن العلة عندنا ما ذكرنا، وعند الشافعي: الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان، وعند مالك: الاقتيات والادّخار مع الجنس. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين» عام فيما يحله، فيتناول المطعوم وغيره، وأيضًا لنا في القدر والجنس ما روى عن عبادة وأنس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان، فلابأس به، رواه الدارقطني. رتّب الحكم على القدر والجنس، وهو نص على أنهما علة الحكم؛ لأن ترتب الحكم على " الاسم المشتق ينبئ عن علَّية مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم، فيكون تقديره: المكيل والموزون مثل بمثل بسبب الكيل أو الوزن مع الجنس، فيكون حجة عليهما، كذا في "العيني" و "الفتح". قال في "الجوهرة": فائدته فيمن باع قفيز نورة بقفيزين نورة لايجوز عندنا؛ لوجود الكيل مع الجنس، وعند الشافعي يجوز لعدم الطعم، وكذا يجوز بيع بِطَّيخة ببِطِّيختين وبيضة ببيضتين وحُفنة بحفنتين عندنا، لعدم الكيل، ولا يجوز عنده لوجود الطعم، وما دونّ نصف صاع في حكم الحفنة، كذا في "الهداية"؛ لأنه لا تقدير في الشرع بمادونه حتى لو باع خمس حفنات من الحنطة بست حفنات منهما، وهم لا يبلغان حد نصف الصاع، جاز البيع، ولو باع حفنة بقفيز لايجوز، كذا في

- (۱) قوله: "فإذا بيع المكيل بجنسه أو الموزون بجنسه مثلا بمثل ، جاز البيع ، وإن تفاضلا لم يجز " لأن الفضل ربا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل والملح مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا» ويروى مثل بمثل بالرفع على معنى بيع التمر بالتمر مثل بمثل ، وبالنصب على معنى : بيعوا التمر بالتمر مثلا بمثل . (الجوهرة)
- (٢) قوله: "ولا يجوز بيع الجيد بالردىء" لقوله ﷺ: «جيدها و رديثها سواء لإهدار التفاوت في الوصف» أي الجودة والرداءة، وفي "الجوهرة" أن الجودة إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه الربا لا قيمة لها.
- (٣) قوله: "حل التفاضل . . إلخ" لعدم العلة المحرّمة ، والمراد بالمعنى المضموم إليه هو الكيل في الحنطة والوزن في الفضة ، يعنى القدر ، أما الكيل أو الوزن ، وهذا كالهروى بالمروى ، والجوز بالبيض لعدم العلتين ، كذا في الجوهرة النيرة" .
  - (٤) النساء -بالمد- التأخير .
- (٥) قوله: "وإذا وجدا، حرم. . . إلخ" لوجود العلة مثل الحنطة بالحنطة، والفضة بالفضة؛ لأنه وجد

النَسَاءُ (()، وكُل شَيْء نَصَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى تَحرِم التَفَاضُلِ فِيه كَيلا، فَهُو مَكِيلٌ (() أَبَدًا ، وإن (() تَرَكَ النَاسُ فِيه الكَيل، مثل الجنطة والشَّعير والتَمر واللَه عَلَى تَحرِم التَفَاضُلِ فِيه وَزِنًا، فَهُو مَوزُونٌ أَبَدًا ، وإن (() تَرَكَ النَاسُ الوَزِنَ فِيه، رَسُولُ الله عَلَى تَحرِم التَفَاضُلُ فِيه وَزِنًا، فَهُو مَورُونٌ أَبَدًا ، وإن (() تَرَكَ النَاسُ الوَزِنَ فِيه، مثلُ الذَهَب والفضّة، ومَا لَم يَنُص عَلَيه، فَهُو مَحمُولٌ عَلَى عَادَاتِ النَاسِ (() ، وعَقدُ الصرف مَا وَقَعَ عَلَى جَنسِ الأَثْمَان ، يُعتَبَرُ فِيه قَبض عَوضيه في السَمَجلس (()) ومَا سَوَاهُ (() ممّا فِيه الرَبَا، يُعتَبَرُ فِيه التَقَابُضُ (()) ولا يَحُوزُ بَيعُ الجِنطَة بالدَقيق ولا الرَبا، يُعتَبَرُ فِيهِ التَقابُضُ (()) فيه التَقَابُضُ (()) ولا يَحُوزُ بَيعُ الجِنطَة بالدَقيق ولا

الجنس والمعنى المضموم إليه، كذا في "الجوهرة".

- (٦) قوله: "وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر" مثل الحنطة بالشعير والفضة بالذهب؛ لقوله عليه السلام: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد» ولا خير فيه نسيئة. (الجوهرة)
- (۱) قوله: "حل التفاضل وحرم النساء" أى حرم البيع إلى أجل دون الفضل لوجود القدر أو الجنس، فيجوز بيع البر بالشعير متفاضلا يدًا بيد، لا نسيئة، وكذا بيع الهروى بالهروى يجوز يدًا بيد لا نسيئة، وقال الشافعى: الجنس بانفراده لا يحرم النساء، لا يقال: أحدهما جزء العلة، وبه لا يثبت الحكم، فكيف يثبت بأحدهما حرمة النساء؛ لأنا نقول: إن أحد جزئى العلة شبهة العلة، وشبهة العلة لا تحرم إلا شبهة الربا، وهو النساء، وبحقيقة العلة تحرم حقيقة الربا، وهي التفاضل، والحاصل أن ههنا أشياء أربعة: أحدها: حقيقة العلة، والثانى: شبهة العلة، والثالث: حقيقة الربا، والرابع: شبهة الربا، فحقيقة الربا يثبت بحقيقة العلة، وشبهة الربا بشبهة العلة، ولا ينعكس. (العينى والفتح وجلبي)
- (٢) قوله: "فهو مكيل. . . إلخ" لأن النص أقوى من العرف، والأقوى لا يترك بالأدنى، فعلى هذا إذا باع الحنطة بجنسها متماثلا كيلا، لا يجوز عند أبى حنيفة ومحمد، وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه. (الجوهرة)
  - (٣) أي من غير اختصاص بعهده ﷺ.
    - (٤) وصلية.
    - (٥) وصلية.
- (٦) قوله: "فهو محمول على عادات الناس" لأن عادة الناس دالة على جواز الحكم فيما وقعت عليه عادتهم، لقوله عليه السلام: "ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن» كذا في "النهاية".
- (٧) قوله: "يعتبر فيه قبض عوضيه . . . إلخ" لقوله عليه السلام: «الفضة بالفضة هاء وهاء» معناه يداً بيد .
   فإن قلت: لم أورد الشيخ هذه المسألة في باب الربو؟ قلت: لأن عقد الصرف يقع في أموال الربا، فناسب إيرادها ههنا. (الجوهرة والفاتح)
  - (٨) كالمكيلات والموزونات.
  - (٩) أي تعيين البدلين في مجلس العقد.
- (١٠) قوله: "ولا يعتبر' كمن باع حنطة بحنطة بأعيانهما، أو شعيرًا بشعير فإن التقابض في المجلس لا يعتبر

# بالسَويقِ<sup>(۱)</sup>، وكَذَلِكَ الدَقيقُ بالسَوِيقِ<sup>(۲)</sup>. ويَجُوزُ بَيعُ اللَحمِ بالْحَيَوَ ان عندَ أبى حَنيفَةَ وأبى يُوسُفَ رَحمَهُمَا اللَّهُ أَن وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَجُوزُ (١) حَتَّى يَكُونَ اللَحمُ أَن أَكثَرَ مَّا في الْحَيَوان،

فيهما، ولا يضرهما الافتراق من المجلس قبل التقابض، ويقبض كل واحد ما اشتراه في أى وقت شاء، بخلاف الصرف، وهذا إذا كانا عينين، أما إذا كان أحدهما دينًا والآخر عينًا، إن كان المعين هو المبيع جاز، ولا بد من إحضار الدين والقبض في المجلس قبل الافتراق بأبدانهما؛ لأن ما كان دينًا لا يتعين إلا بالقبض، ولو قبض الدين منهما ثم تفرقا جاز، سواء قبض العين أولا، وإذا كان الدين هو المبيع لم يجز، وإن أحضره في المجلس، كما إذا قال: اشتريت منك قفيز حنطة جيدة بهذا القفيز، فإنه لا يجوز وإن قبض الدين في المجلس؛ لأنه جعل الدين مبيعًا، فصار بائعًا ما ليس عنده، ومعرفة الثمن من المبيع بدخول حرف الباء فيه، فإن الباء يدخل على الثمن، كذا في "الجوهرة النيرة".

(۱۱) قوله: "فيه التقابض [في المجلس، لا متفاضلا ولا متساويًا]" وقال الشافعي: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام قبل الافتراق؛ لحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء»، ولأنه إذا لم يتقابضا في المجلس قد يتعاقب القبضان، فيثبت شبهة الربا، وبه قال مالك وأحمد. ولنا: إن كلا منهما مبيع متعين، فلا يشترط فيه القبض كثوب معين بثوب معين لحصول المقصود، وهو التمكن من التصرف، بخلاف الصرف؛ لأنه لا يتعين إلا بالقبض، والمراد بما روى التعيين غير أن ما يتعين به يختلف، فالنقدان يتعينان بالقبض، ولهذا يشترط التقابض في الصرف بالإجماع وغيرهما بالتعيين. (العيني والفتح)

(١) قوله: "ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، ولا بالسويق" لأن المجانسة باقية من وجه؛ لأنهما أجزاء الحنطة، والمعيار فيهما الكيل، لكن الكيل غير مُسوِّ بينهما وبين الحنطة لاكتنازهما فيه، وتخلخل حبات الحنطة، فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل لعدم التساوي مع جنسية العوضين، كذا في "الهداية".

(٢) قوله: "وكذلك الدقيق بالسويق" أى لا يجوز بيع الدقيق بالسويق لا متساويًا ولا متفاضلا عند أبى حنيفة، إذ السويق أجزاء الحنطة المقلية ، والدقيق أجزاء الحنطة الغير المقلية ، وبيع الحنطة المقلية بغير المقلية لا يصح بحال، فكذا بيع أجزاءهما، وقالا: يجوز كيف ما كان ؛ لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف الجنس والمقصود، وله أنهما جنس واحد من وجه، ومعظم المقصود هو التغذى يشملهما، فلا يبالى بفوات البعض كالمقلوة مع غير المقلوة . (العيني والفتح والكافي والجوهرة)

(٣) قوله: "ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى" أي صح بيع اللحم بالحيوان عند الشيخين، سواء كان من جنسه بأن باع لحم شاة بشاة، أو من خلاف جنسه، بأن باع لحم بعير بشاة، وقال محمد والشافعي: لا يصح بيع اللحم بالحيوان من جنسه إلا أن يكون اللحم المفرز أكثر من الذي في الحيوان، فيكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم، والباقي بالسقط لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في "الموطأ"، ولأنهما جنس واحد، ولهذا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، فكذا متفاضلا، ولهما أنه باع الموزون بغير الموزون؛ لأن الحيوان ليس بموزون، فيجوز كيف ما كان، وعند أحمد: لا يجوز، ولا يجوز بالنسيئة إجماعًا. ولو اشترى شاة حية بشاة مذبوحة، يجوز في قولهم جميعًا، أما عند الشيخين فلا يشكل؛ لأنها لو اشتراها بلحم يجوز كيف ما كان، فكذا إذا اشتراها مذبوحة، وأما عند محمد إنما يجوزلأنه لحم بلحم وزيادة اللحم في أحدهما مع سقطه بإزاء سقط الأخرى، فلايؤدي إلى الربا. (الجوهرة والعيني والفتح)

(٤) قوله: "لا يجوز . . . إلخ" هذا إذا كان اللحم والحيوان من جنس واحد، كما إذا باع لحم الشاة بالشاة،

فَيكُونُ اللَحمُ (') عِثله ('' والزِيَادَة ('') بالسَقَط (') ويَجُوزُ بَيعُ الرُّطَبِ بِالتَمرِ مَثلا عِثلِ (' عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ، وكَذَلِكَ العِنَبُ بِالزَبِيبِ (۲) ولا يَجُوزُ بَيعُ الزَيتُ ونَ (' ) بالزَيت ( ( ) والسِمسِم ( ) ولا يَجُوزُ بَيعُ الزَيتُ ونَ والسِمسِم ( ( ) فيكُونُ الدُهنُ بالشِيرَجِ حَتَّى يَكُونَ الزَيتُ والشِمسِم ( ( ) فيكُونُ الدُهنُ اللهُ هنُ الشَيرَجِ حَتَّى يَكُونَ الزَيتُ والشِمسِم ( ) فيكُونُ الدُهنُ الدُهنُ اللهُ ال

أما إذا كانا جنسين مختلفين، كما إذا باع لحم البقرة بالشاة وما أشبهه، يجوز بالاتفاق كيف ما كان من غير اعتبار الكثرة والقلة، كذا في " الجوهرة النيرة " .

- (٥) المفرز.
- (١) المساوي لما في الحيوان. (منه)
  - (٢) من اللحم.
  - (٣) أي الباقي.
- (٤) هو غير اللحم كالجلد والأمعاء والكرش والطحال.

(٥) قوله: "ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل" أى كيلا بكيل عند أبى حنيفة رحمه الله، وقالا: لا يجوز، وبه قالت الثلاثة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه: أينقُص إذا جفّ؟ فقيل: نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إذًا، فأفسد البيع، وأشار إلى العلة، وهي النقصان، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر، وله قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: "التمر بالتمر مثلا بمثل» والرطب تمر، فيجوز بيعه بالتمر متماثلا، والدليل على أنه تمر ما روى أنه عليه الصلاة والسلام حين أهدى إليه رطب من خيبر قال: أو كُلُّ تمر خيبر هكذا؟ سمّاه تمرًا، ولأنه إن كان تمر جاز بيعه بأول الحديث: "التمر بالتمر مثلا بمثل» وإن كان غير تمر فبآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» وما رووه لم يصح على ما قيل، ولو صح فخبر الواحد لا يعارض به المشهور، كذا في "العيني" و "فتح المعين".

وقال في "النهاية": تأويل الحديث الذي رووه أنه قيل أن السائل كان وصيًا ليتيم، فلم ير النبي عَلَيْ في ذلك التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفاف، فمنع الوصى منه على طريق الإشفاق لا على طريق فساد العقد. فإن قيل: لو كان الرطب تمرًا ينبغى أن يحنث إذا حلف: لا يأكل رطبا فأكل تمرًا، والحال أنه لا يحنث. قلنا: مبنى الأيمان على العرف والعادة، وفي العرف: الرطب غير التمر، وبيع الرطب بالرطب جائز بالإجماع متماثلا، كذا في الحجندى. (الجوهرة النيرة)

(٦) قوله: "وكذلك العنب بالزبيب" يعنى أنه يجوز بيعه مثلا بمثل على الخلاف يجوز عند أبى حنيفة، وعندهما لا يجوز، وقيل: لا يجوز بالاتفاق اعتباراً بالحنطة المقلية بغير المقلية، كذا في "الهداية". والفرق لأبى حنيفة بين التمر بالرطب وبين العنب بالزبيب على هذه الرواية أن النص ورد بإطلاق لفظ التمر على الرطب في قوله عليه الصلاة والسلام: «أو كل تمر خيبر هكذا؟» ولم يرد بإطلاق اسم الزبيب على العنب، فافترقا كذا في "النهاية". (الجوهرة النيرة)

- (٧) أي ثمرة الزيتون.
- (٨) وهو دهن الزيتون.
- (٩) أي ثمرة السمسم.
- (١٠) المرادبه ههنا ما يتخذ من السمسم، وهو دهن السمسم.

بِمثله، والزِيَادَةُ بِالثَجِيرَةِ (1)، ويَجُوزُ بَيعُ اللُّحمَانِ المُحتَلِفَة بَعضِهَا ببَعض مُتَفَاضِلا (1)، وكَذَلِكَ أَلْبَانُ الإبِلِ والبَقرِ والغَنَم بَعضُهُم ببَعضٍ مُتَفَاضِلا (1)، وخَلَّ الدَقلِ بخلَّ العنَبِ مُتَفَاضِلا (1)، ويَجُوزُ بَيعُ الخُبزِ بالحِنطَةِ والدَّقِيقِ مُتَفَاضِلا (1)، ولا رِبَا بَينَ الممَولَى وعَبده (1)، مُتَفَاضِلا (1)، ويَجُوزُ بَيعُ الخُبزِ بالحِنطَةِ والدَّقِيقِ مُتَفَاضِلا (1)، ولا رِبَا بَينَ الممَولَى وعَبده (1)،

(۱۱) قوله: "حتى يكون الزيت والشيرج أكثر . . . إلخ "الشيرج معرب وهو دهن السمسم - بكسر السين وحكى فتحها، وقيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج ، تشبيها به لصفاته ، وهو بفتح الشين مثل زينب ملحق بباب فعلل نحو جعفر ، ولا يجوز كسر الشين ؛ لأنه يصير من باب درهم ، وهو قليل ، ومع قلته فأمثلته محصورة ، وليس هذا منها ، ثم اعلم أن بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج على أربعة أوجه ، إن علم أن الزيت المنفصل أكثر من الزيت المنفصل لم يصح ، وكذا إن علم أنه مثله ، وإن كان الزيت المنفصل أكثر جاز ، وهذه الثلاثة بالإجماع ، وإن لم يعلم أنه مثله ، أو أكثر منه ، أو أقل منه ، صح عند زفر ؛ لأن الأصل في العقد هو الجواز ، فلا يفسد من وجهين ، ويصح من وجه واحد ، فلا يصح ؛ ولأن المتوهم في الربا كالمتحقق ، وعند الثلاثة لا يصح أصلا . (العيني والفتح)

- (١) الثجير الثقل لأن عند ذلك يعرى عن الربا.
- (۲) قوله: "ويجوز بيع اللحمان [بضم اللام: جمع لحم] المختلفة [يعنى لحم الإبل والبقر والغنم] بعضها ببعض . . . إلخ أى يصح بيع اللحوم المختلفة جنسًا بعضها ببعض متفاضلا ، مثل لحم الشاة بلحم البقر ، ولحم الجاموس بلحم الجمل ، ولكن بشرطين أحدهما أن يكون نقدًا لا نسيئة ، والثانى: أن يكون مختلفة الجنس ، ولحم الجاموس والبقر جنس واحد ، وكذا لحم المعز مع الضأن حتى لو باع لحم الجاموس بلحم البقر ، ولحم الضأن بلحم المعز ، ولمحم النجاتى ، لم يجز متفاضلا لاتحاد أجناسهما ، فتم علة حرمة الفضل ، وعند الثلاثة : لا يجوز مطلقًا إلا إذا تساوى البدلان ، بخلاف بيع لحم الطير بجنسه متفاضلا حيث يجوز مع اتحاد الجنس ؛ لأنه لا يوزن عادة ، فليس بوزنى والا كيلى ، فلم يتناوله القدر الشرعى ، فيجوز متفاضلا . (العينى والفتح و چلبى)
- (٣) قوله: "وكذك ألبان الإبل والبقر والغنم [لأنها فروع من أصول هي أجناس، فكانت أجناسًا. (ج)]. . . إلخ أى صحّ هذا البيع متساويًا ومتفاضلا لاختلاف الجنس باختلاف الأصل، خلافًا للثلاثة، ولكن بشرطين مذكورين في اللحوم، أي يكون يدًا بيد ومختلف الجنس. (العيني والكافي)
- (3) قوله: "وخل الدقل بخل العنب [للاختلاف بين أصليهما، فكذا بين مائيهما] متفاضلا" الدقل بفتح الدال والقاف، وهو الردى من التمر، أي صح هذا البيع متساويًا ومتفاضلا بالشرطين المذكورين، وإنما خص خل الدقل إجراء للكلام مجرى العادة؛ لأنهم اعتادوا اتخاذ الخل من الدقل، وإلا فالحكم في خل كل التمر كذلك، ولا يجوز هذا البيع نسيئة؛ لأنه جمعهما قدر واحد، وهو الكيل والوزن، كذا في "النهاية". (العيني والجوهرة)
- (٥) قوله: "ويجوز بيع الخبز [لأن الخبز صار عدديًا كماعند محمد، أوموزونًا كماعند أبي يوسف فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه، والحنطة مكيلة] بالحنطة والدقيق متفاضلا "لأن الخبز بالصنعة خرج من أصله، وصار جنسا آخر لأنه دخل في العدد والوزن والحنطة مكيلة، ثم اعلم أن هذا البيع يجوز يدًا بيد، فإن كان نسيئة إن كانت الحنطة هي المتأخرة جازلأنه أسلم موزونًا في مكيل، وإن كان الخبز متأخرًا لا يجوز عند الإمام؛ لأنه لايوقف على حدله فإنه يتقاوت في الصنعة عجنًا وخبزًا، وكذا عند محمد لأنه عددي عنده، ويجوز عند أبي يوسف لأنه وزني وعن أبي حنيفة لا خير في بيع الخبز بالبر والدقيق، والأول أصح، والفتوى عليه. (العيني والفتح وغيرهما)
- (٦) قوله: "ولا ربا بين المولى وعبده [لأن العبد وما في يده ملك للمولني]" ولو مدبرًا أو أم ولد، بخلاف

### ولا بَينَ المُسلِم والخَربِي في دَار الحَرْب (١) .

#### بابُ السكم(٢)

#### السَلَمُ جَائِزٌ في المَكِيلاتِ والمَوزُونَاتِ (٣)، والمَعدُودَات التي لا تَتَفَاوَتُ (١)

المكاتب؛ لأنه صار كالحريدًا وتصرفًا في كسبه، وهذا إذا كان العبد مأذونا له، ولم يكن عليه دين مستغرق برقبته وما في يده، وإن كان عليه دين لايجوز لأن ما في يده ليس بملك للمولى عند أبي حنيفة فصار كالمكاتب، وعندهما تعلق به حق الغرماء، فلايعرى عن الشبهة، وفي "المحيط": لا ربا بينهما، وإن كان عليه دين، (العيني والفتح)

(١) قوله: "ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب" ولو بعقد فاسد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب»، رواه مكحول، ولأن ماله مباح، فيحل برضاه، بأن كان بلا عذر، وإنما قيّد بقوله: في دار الحرب؛ لأنه لو دخل دارنا حربيّ بأمان، فباع منه سلم درهم بدرهمين لا يجوز اتفاقًا.

وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد ومالك في رواية صحيحة: يجري الربا بينهما اعتباراً للحربي بالمستأمن منهم في دارنا؛ لأن المسلم التزم بالأمان أن لا يتملك مالهم إلا بالعقد، وهذا العقد فاسد، فلا يفيد الملك الحلال، والحجة عليهم ما روينا؛ ولأن مبالهم مباح، وبعقد الأمان لم يصر معصومًا، إلا أنه التزم أن لا يغدرهم، ولا يتعرض لما في أيديهم بدون رضاهم، فإذا أخذه برضاهم ملكه بحكم الإباحة السابقة، والقياس على الحربي المستأمن في دار الإسلام قياس مع الفارق. (العيني وفتح المعين)

(٢) قوله: "باب السلم" لما ذكر أنواع البيوع التي لا يشترط فيها قبض العوصين، أو أحدهما في المجلس بقى منها النوعان اللذان أحدهما يشترط فيه قبض أحد العوضين في المجلس، وهو السلم، والثاني يشترط نمه قبض العوضين جميعًا في المجلس، وهو الصرف، فشرع في بيانهما، ثم قدم العقد الذي يشترط فيه قبض أحد البدلين على الذي يشترط فيه قبض البدلين؛ لأن الترقى إنما يكون من الأقل إلى الأكثر، فإن الواحد قبل الاثنين.

السلم بالتحريك لغةً: وهو الاستعجال، وشرعًا: هو بيع الشيء على أن يكون دينًا على البائع بالشرائط المعتبرة، كذا في "المسكين" و "الجوهرة".

اعلم أن ببع العين بالدين عريمة، وبيع الدين بالعين رخصة، فلما فرغ من بيال الأول شرع في الثاني، وهو السلم، واختص هذا النوع من البيع بهذا الاسم لاختصاصه بحكم يدل على معناه اللغوي، وهو تعجيل أحد البدلين قبل حضور المبيع، فالمبيع يسمى مسلمًا فيه، والثمن رأس المال، والباثع مسلمًا إليه، والمشتري رب السلم، وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن الله أحل السلم المؤجل، وتلا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَينِ إِلَى أَجَل مَّسَمَّى فَاكتُبُوهُ ﴾ وقد روينا أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع ما ليس عندالإنسان، ورخص في السلم، والقياس يأبي جوازه؛ لأن المسلم فيه مبيع، وهو معدوم، وبيع موجود غير مملوك أو مملوك غير مقدور التسليم لا يجوز، فبيع المعدوم أولي، ولكن تركنا الفياس بما ذكرنا، وهو بمعنى السلف لغةً، وسمى منه سلمًا وإسلامًا وسلفًا وإسلافًا، وشرعًا: هو عقد يثبت الملك في الثمن عاجلا، وفي المثمن آجلا، وقيل عهو أخذ عاجل بأجل، ولا ينعقد بلفظ البيع، وبه قال زفر وعيسي بن أبان، والشافعي في قول، وفي رواية الحسن ينعقد وهو الأصح، وركنه الإيجاب والقبول، ينعقد بلفظ السلم، وعليه اتفاق الروايات، والأصح أنه ينعقد بلفظ البيع أيضًا، وسبب مشروعيته شدة الحاجة، وحكمه: تُبوت الملك للمسلم إليه في الثمن، ولوب السلم في المسلم فيه الدين في الذمة أما في العين فلا يثبت إلا بقبضه، كذا في "العيني" و "فتح المعين".

(٣) قوله: "السلم جائز في المكيلات [مثل الحنطة والشعير والذرة والدُخن والأرز وغير ذلك]

## كَالْجَوزُ وَالْبَيْضِ وَالْمَذْرُوعَاتُ(')، ولا يَجُوزُ السَلَمُ (') في الْحَيُوانُ (")، ولا في أَطرَافه (") ولا في أَطرَافه (") ولا في الْجُلُود (٥) عَدَدًا (١)، ولا في الْخَطَبِ (٧) حُزَمًا (٨)، ولا في الرَطَبَةِ جُرَزًا (١)، ولا يَجُوزُ السَلَمُ

والموزونات لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أسلم منكم في ثمر فيسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه البخاري ومسلم، والمراد بالموزونات غير النقدين؛ لأنهما أثمان، والمسلم فيه لا يكون إلا منمنًا (العيني والحوهرة)

(٤) قوله: "والمعدودات. . . الخ" لأن العددي المتقارب معلوم مضبوط الوصف مقدور التسليم، فيجوز لسلم فه .

(١) قوله: "والمذروعات... إلخ" لأنه يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة، والصفة لا بدمنها لترتفع الجهالة، ويتحقق تدرط صحة السلم، فإن قيل: ينبغي أن لا يجوز السلم في المذروعات؛ لأن السلم يثبت بخلاف القياس؛ لانه بيع المعدوم، والنص ورد في الكيلي والوزني، وهو قوله عليه السلام: "من أسلم منكم" الحديث.

قاما: يلحق المذروعات بهما بدلااة النص؛ لما أن قوله عليه السلام · "فليسلم في كين معلوم ووزن معلوم" إنما اتسنسي الجوار في المكيل والموزون باعتبار إمكان التسوية في التسليم على ما وصف في المسلم فيه ، والتسويه كما يتحفق بالكيل كذلك يتحقق بالذرع ، فيجوز السلم في المذروعات بطريق الدلالة ، كذا في الكفاية أ .

(٢) قوله: `ولا يجوز السلم في الحيوان للتفاوت؛ لأنه عددي متفاوت لا مقدار له، ولا ينضبط بالصفة، ويتفاوت بالسمن والهزال والسن والنوع، وشدة العدو، والهملجة وهو سير سهل للبراذين، وقد يجد فرسين مستويين في السن والصفة، ثم يشتري أحدهما بأضعاف ما يشتري به الآخر للتفاوت بينهما في المعاني الباطنة، وهذا أيضاً في بني آدم لا يخفى، فإن العبدين والأمتين متساويان سنا وصفة، ويختلفان في العقل والآخلاق والمروءة، كذا في الجوهرة ..

(٣) قوله: "في الحيوان" مطلقًا سواء كان دابة أو رقيقًا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السلف في الحيوان، ويدخل فيه جميع أجناسه حتى الحمام والقمرى والعصافير، إلا أنه يخص من عمومه السمك؛ لأنه لا يتفاوت آحاده، وقال الثلاثة: يجوز السلم في الحيوان؛ لأنه يمكن معرفة جنسه وسنه ونوعه وصفته؛ لأن التفاوت بعد ذلك يسير، فأشبه الثياب.

ولنا ما روينا، وأنه بعد ما ذكر يبقى تفاوت فاش في المالية باعتبار المعاني الباطنة، فيفضى إلى المنازعة. بخلاف الثياب؛ لأنه مصنوع العباد، فقلما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد. (العيني)

- (٤) كالرؤوس والأكارع.
- (٥) قوله: "ولا في الجلود. . . إلخ لأنها لا تنضبط بالصفة ولا توزن عادة، ولكنها تباع عددًا، وهي عددي متفاوت فيها الصغير والكبير، فلا يجوز السلم فيها؛ لأنه مفض إلى المنازعة، كدا في "النهاية".
  - (٦) هذا القيد راجع إلى الأطراف والجلود كليهما.
- (٧) قوله: "ولا في الحطب" لأنه متفاوت مجهول، إلا إذا عرف ذلك بأن بين طول الحبل الذي يشد به الحزمة أنه ذراع أو ذراعان، فحينتلٍ يجوز، كذا في "الجوهرة".
  - (۸) بضم أول وفتح ثاني، دسته هاي هيزم وعلف وجزو آن.
- (٩) قوله: "ولا في الرطبة [سبست تركه علف اسب باشد] جرزاً" بتقديم الراء المهملة على الزاء المعجمة،

حَتَّى يَكُونَ المُسلَمُ فيه مَوجُودًا مِن حِينِ العَقد ('' إلى حِينِ المَحلِ")، ولا يَصِحُ السَلَمُ الله مُؤجّل (")، ولا يَجُوزُ إلا بأجَلٍ مَعلُوم (')، ولا يَجُوزُ السَلَمُ بِمَكيال رَجُلِ بعَينِه ولا بذراع رَجُلِ بعَينِه (°)، ولا في طَعَام قَريَة بِعَينِها (<sup>(۲)</sup>)، ولا في ثَمَرة نَحلَة بِعَينِها (<sup>(۲)</sup>)، ولا يَصِحُ السَلَمُ عندَ رَجُل بعَينِهَ (<sup>(۸)</sup>)، ولا في طَعَام قَريَة بِعَينِها (<sup>(۲)</sup>)، ولا في ثَمَرة نَحلَة بِعَينِها (<sup>(۸)</sup>)، ولا يَصِحُ السَلَمُ عندَ أبى حَنيفَة رَحمَهُ اللهُ إلا بسَبعَ شَرَائِط، تُذكرُ في العَقد (<sup>(۸)</sup>)، جنسٌ مَعلُومٌ (<sup>(۱)</sup>)، ونَوعٌ مَعلُومٌ (<sup>(۲)</sup>)، وصِفَةٌ مَعلُومةً (<sup>(۱)</sup>)، ومِقدَ ارْمَعلُومٌ (<sup>(۲)</sup>)، وأجَلٌ مَعلُومٌ (<sup>(۳)</sup>)، ومَعرِفَةُ مِقدَ ارِرَأسِ المَالِ إذَا كَانَ

- (١) قوله: "موجودًا...إلخ" قال في "الجوهرة": حد الوجود أن لا ينقطع من السوق، وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في البيوت، قال في "الهداية": ولو كان المسلم فيه منقطعًا عند العقد موجودًا عند المعدم عند المحل، أو منقطعًا فيما بين ذلك، لا يجوز.
  - (٢) مصدر ميمي بمعنى الحلول، أي حلول الأجل. (ج)
- (٣) قوله: "إلا مؤجلا. . . إلخ لأن الأجل داخل في ماهيته، والشيء لا يتحقق بدون الماهية، فإن أسلما
   حالا، ثم أدخلا الأجل قبل الافتراق، وقبل استهلاك رأس المال، جاز، كذا في " الجوهرة وغيرها .
- (٤) قوله: "إلا بأجل معلوم [أدناه شهر على الأصح، وعليه الفتوى. (طوغيره)] واختلفوا في أدناه، فقيل: شهر، وقيل: ثلاثة أيام، والأول أصح، كذا في "الهداية"، وهكذا روى عن محمد؛ لأن ما دون الشهر عاجل، والشهر وما فوقه آجل. (العيني والفتح وغيرهما)
- (٥) قوله: "بمكيال رجل بعينه، ولا بذراع . . . إلخ" معناه لا يعرف مقدار كل واحد من المكيال أو الذراع ؟ لأنه يتأخر فيه التسليم، فربما يضيع فيؤدى إلى المنازعة، ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا، كذا في "الهداية".
  - (٦) لأنه قد ينعدم. (ج)
- (٧) قوله: "ولا في ثمرة. . . إلخ" لأنه قد يعتريه آفة ، فلا يقدر على تسليم المسلم فيه ، وإليه أشار عليه السلام حيث قال حين سئل عن سلم حائط بعينه: "أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه؟" أي رأس المال، كذا في "الهداية" . .
- (٨) قوله: "بسبع شرائط" قيد بقوله: تذكر في العقد احترازًا عن الشرطين الذين يتوقف عليهما جواز السلم لكن لا يجب ذكرهما في العقد، وهما تعجيل في رأس المال، والقدرة على تحصيل المسلم فيه. (الفاتح)
  - (٩) كقولنا: حنطة أو شعير. (ج)
- (١٠) كقولنا: مسقية يعني سيحًا أو بخسية ، البخسي منسوب إلى البخس وهي الأرض التي يسقيها السماء.
  - (۱۱) كقولنا: جيد أو ردىء.
  - (١٢) كقولنا: كذا كيلا بمكيال معروف وكذا وزنًا.
    - (١٣) مثل شهر أو سنة. (ج)

جمع جرزة -بضم الجيم وإسكان الراء المهملة- وهي القبضة من القت ونحوه، والرطبة هي البرسيم. (الجوهرة وغيرها)

مِمَّا يَتَعَلَّقُ العَقدُ عَلَى مِقدَ ارِه (۱) ، كالمكيلِ والموزُونِ والمَعدُودِ ، وتَسمِيةُ المَكَانِ الذي يُوفيه فيه إذَا كَانَ لَه حَملٌ ومَؤنةٌ (۲) .

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ: لا يَحتَاجُ إلَى تَسمِيَةِ رَأْسِ الـمَالِ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا، ولا إلَى مَكَانِ التَسليم، ويُسَلِّمُه في مَوضِعِ العَقدِ (")، ولا يَصِحُ السَلَمُ حَتَّى يَقبِضَ رَأْسَ الـمَال (نُ قَبلَ أَن يُفَارِقَه (٥)، ولا يَجُوزُ التَصَرُّفُ في رَأْسِ الـمَال (٢)، ولا في الـمُسْلَم فيهِ

- (٣) لأنه ملك في هذا المكان فيسلمه. (ج)
- (٤) قوله: "حتى يقبض رأس المال" أما إذا كان النقود فلأنه افتراق عن دين بدين، وقد نهى النبي على عن الكالى بالكالى، أى النسيئة ، وإن كان عينًا فلأن السلم أخذ عاجل بآجل، إذ الإسلام والإسلاف في شيء ينبئان عن التعجيل، فلا بدعن قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم، أي اسم السلم، كذا في "الهداية".
- (٥) قوله: "قبل أن يفارقه . . . إلخ " أي قبل أن يفارق كل واحد من المتعاقدين صاحبه بدنًا لا مكانًا، حتى لو مشيا فرسخًا قبل القبض، لم يفسد ما لم يتفرقا من غير قبض، فإن افترقا كذلك فسد، كذا في "العناية".
- (٦) قوله: "ولا يجوز التصرف. . . إلخ" أما في رأس المال فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد،
   وأما في المسلم فيه فلأنه مبيع، والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>۱) قوله: "ومعرفة مقدار رأس المال [واحترز بذلك عن الثياب والحيوان] إذا كان . . إلخ أى يشترط بيان قدر رأس المال إذا كان السلم في المكيل والموزون والمعدود، وإن كان مشاراً إليه، لأنه قول ابن عمر رضى الله عنه، وقول الفقيه من الصحابة مقدم على القياس، وهذا عند أبي حنيفة، كما في المتن. وقال أبو يوسف ومحمد: لايشترط معرفة قدر رأس المال بعد التعيين بالإشارة حتى لو قال: أسلمت إليك هذه الدراهم في كرّبر، لا يصح عنده، وعندهما يصح؛ لأنه صار معلومًا بالإشارة، كما في الثمن والأجرة، فلا يشترط معرفة القدر، كما لايشترط معرفة القيمة، وللإمام أن جهالة قدر رأس المال قد تفضى إلى جهالة المسلم فيه، إذ ربما ظهر فيه زيوف فنختار الاستبدال، وقد لا يتفق الرد في مجلس العقد، فينفسخ العقد في مقدار المردود، فإذا لم يكن القدر معلومًا لم يدر في كم انتقض؟ وفي كم بقى؟ فيصير المسلم فيه مجهول المقدار، وربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه، فيحتاج إلى رد رأس المال لو كان ثوبًا أو حيوانًا يصير معلومًا بالإشارة. (العيني والفتح)

<sup>(</sup>۲) قوله: "وتسمية المكان الذي يوفيه [المسلم إليه] فيه [المسلم فيه] إذا كان له [أي مسلم فيه] حمل ومؤنة والحمل بفتح الحاء - ثقل يحتاج في حمله إلى ظهر، وأجرة حمال، وبكسر الحاء ما يحمل كالبر ونحوه، هذا أيضًا عند أبي حنيفة. وقالا: ليس بشرط، ويوفيه في موضع العقد، ولكن إن شرطاه صح، وبه قالت الثلاثة؛ لأنه مكان الالتزام فيتعين لإيفاء ما التزمه كموضع القرض والاستهلاك، وله أن التسليم غير واجب في الحاك، فلا يتعين مكان العقد، وإذا لم يتعين بقي مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة لاختلاف القيم باختلاف الأماكن، وعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة والقسمة فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء، وهو الصحيح، وعندهسة لايشترط، وأما القرض والغصب والإتلاف فكالبيع بالاتفاق، فلا يشترط بيان مكان الإيفاء، وتعيين المصر يكفي. (العيني والفتح)

قَبلَ القَبضِ، ولا يَجُوزُ الشَرِكَةُ (')، ولا التَولِيَةُ في المُسْلَمِ فِيهِ (') قَبلَ قَبضِه، ويَصِحُ السَلَمُ في الثِيَابِ إذا سَمَّى طُولا وعَرضًا ورِقعَةً ")، ولا يَجُوزُ السَلَمُ في الجَوَاهِرِ ولا فِي الخَرَز (').

ولا بَأْسَ بِالسَلَمِ فَى اللَّبِنِ والْآجُرِ (()، إذَا سَمَّى مِلْبَنَّا مَعلُومًا، وَكُل مَا أَمكَنَ ضَبِطُ صِفَتِهِ ومَعرِفَةُ مِقدَارِه، جَازَ السَلَمُ فِيه (())، وما لا يُمكِنُ ضَبطُ صِفَتِه ومَعرِفةُ مِقدَارِه لا يَجُوزُ السَلَمُ فِيه (())، ويجُوزُ بَيعُ الْخَمرِ يَجُوزُ السَلَمُ فِيه (())، ولا يَجُوزُ بَيعُ الْخَمرِ يَجُوزُ السَلَامُ فَيه (())، ولا يَجُوزُ بَيعُ الْخَمرِ

- (١) قوله: `ولا يجور الشركة `قال في `الكفاية : صورة الشركة أن يفول رب السلم لآخر: أعطني بصف رأس المال حتى تكون شريكا في المسلم فيه، وصورة التولية أن يقول رب السلم لآخر: أعطني مثل ما أعطيت للمسلم إليه حتى يكون المسلم فيه لك، وأنه بيع بعض المبيع قبل القبض، أو بيع كله وكلاهما لا يجوز.
  - (٢) لأنه تصرف فيه .
- (٣) قوله. ويصح السلم في الثياب إذا سمّى [لأنه أسلم في مقدور التسليم. (ج)] طولا أو عرصاً ورقعه [بالقاف أي غلظاً رثخانة]" إلحاقًا لها بالمكيل واغورون بجامع الحاجة، وأراد بالثوب غير المخيط، أما المخيط والمحبوز السلم فيه كالفراء والقلانس والخفاف، وقوله: إذا سمى . . . إلخ، لأن الثوب لا يصير معلوماً إلا بذكر هذه الأشياء، فلا يؤدى إلى النزاع، وإن كان الثوب من حرير يباع بالوزن، فلا بد من بيان وزنه مع ذلك؛ لأنه لا يصير معلوماً إلا به . (العيني والفتح)
  - (٤) قوله: `ولا في الخرز 'وهو بالتحريك الجذع، والعقيق والبلور ونحوها. (ع)
- (٥) قوله: في اللبن والآجر [لأنه عددي يمكن ضبطه، وإنما يصير معلومًا إذا ذكر طوله وعرضه وسمكه، أي غلاظته (ج)] اللبن -بكسر اللام والباء- وهو الطوب النبّع، ويقال لها في الفارسية : خشت خام، والآجر بضم الجيم وتشديد الراء- وهو الطوب المحرق، وهو في الفارسية بمعنى خشت پخته . (العيني والطائي وغيرهما)
  - (٦) لأنه لا يفضي إلى المنازعة. (ج)
  - (٧) لأنه مجهول يقضى إلى المنازعة . (ج)
- (٨) قوله: `ويجوز بيع الكلب' لأنه مال متقوم آلة للاصطياد كالبازي، وعند الشافعي: لا يجوز ببعه أصلا لميه عليه الصلاة والسلام عن بيع الكلب، فقال: إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب، وبه قال أحمد.

ولنا ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبى بي نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية ، رواه الدار قطى ، وفى رواية : إلا كلب أنصارى والمعلم ، وما رواه محمول على ابتداء الإسلام حين كان عليه الصلاة والسلام أمر يقتل الكلاب، ولا فرق فى جواز البيع بين جميع أنواع الكلاب المعلم وغير المعلم ؛ لأن المعلم محل للبيع لكونه منتفعًا به حقيقة وشرعًا ، فيكون مالا ، وأما غير المعلم فلأنه ينتفع به بغير الاصطياد ، فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه ، ويمنع الأجانب عن الدخول فى بيته ، ويخبر عن الجانى بنباحه ، فساوى المعلم فى الانتفاع به ، وشرط شمس الأئمة لجواز بيع الكلب أن يكون معلمًا ، أو قابلا للتعليم ، وعن أبو يوسف : لا يصح بيع الكلب العقور الذى لا يقبل التعليم ؛ لانه لا ينتفع به ، فصار كالهوام المؤذية ، وهو الصحيح من المذهب ، وإذا أتلف الرجل كلب الرجل يضمن عندنا قيمته خلافًا للشافعي ، وفي الأجناس : لا ينبغي لأحد أن يتخذ كلبًا في داره ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : "من اقتنى كلبًا بغير صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا أن يخاف من داره ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : "من اقتنى كلبًا بغير صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان إلا أن يخاف من

والخنزير('') ولا يَجُوزُ بَيعُ دُود القَزّ إلا أن يَكُونَ مَعَ القَزّ ('') ولا النَحل ("' إلا مَعَ الكُورَات (') وأهلُ الذَمّة في البَياعَات كالمُسلمين (٥) إلا في الخَمرِ والخِنزيرِ حَاصّة، فإنّ عَقدَهُم عَلَى الخَمرِ كعَقد المُسلم عَلَى الشَاة (٢) . الخَمرِ كعَقد المُسلم عَلَى الشَاة (٢) . وعَقدُهُم عَلَى الصَرف (٧)

#### الصَرفُ هُوَ البَيعُ (٨)، إِذَا كَانَ كُلِّ وَاحِدِ مِن عِوَضَيهِ مِن جِنسِ الأَثْمَانِ (٩)، فإن بَاعَ فِضّةً

اللصوص أو من غيرهم، فلا بأس بأن يتخذه». (العيني والفتح والعناية)

(٩) قوله: "والفهد [بالفتح يوز] والسباع [أى ذى ناب وذى مخلب]" أى يجوز بيع الفهد والسباع؛ لأنها حيوان يجوز الانتفاع بها شرعًا، فيكون مالا متقومًا، وهو محل البيع، وكذا يصح بيع الفيل؛ لأنه ينتفع به حدلا وركونًا، وفي بيع القرد روايتان، عن أبى حنيفة في رواية: يجوز، لأنه يمكن الانتفاع بجلده، وفي رويذ. لا يحوز؛ لأنه للتلهي، وهو محظور، والصحيح هو الأول، وبيع الهرة جائز؛ لأنها تنتفع بها في دفع مؤذيات الببت وبجلدها، ويجوز بيع كل ذى ناب من السباع كالأسد والفهد والضبع والذئب ذى مخلب من الطيور لجوار الانتفاع بها شرعًا إلا الخنزير، فإنه نجس العين، ولا يحوز الانتفاع به، فكذا لا يجوز بيعه. (العيني والفتح)

- (١) لأنهما حرام. (ج)
- (٢) فيجوز تبعًا، وهذا عندهما، وعند محمد: بحوز وإن لم يطهر القر (ج)
  - (٣) وقال محمد: يجوز وإن انفرد إذا كان مجتمعًا محرزًا. (ج)
    - (٤) وهي بيت النحل إذا كان فيها النحل وانعسل.
- (٥) قوله: "كالمسلمين. . . إلخ" لقوله عليه السلام: «إن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين بالمعاملات بالاتفاق، كذا في "الهداية".
  - (٦) لأنها أموال متقومة في اعتقادهم، وبحر أسرنا بأن نتركهم وما يعتقدون. (ج)
- (٧) قوله. "باب الصرف الصرف في اللغة هو الريادة، كذا قاله الخليل، ومنه سميت العبادة النافلة صرفًا، والفرض عدلا، ومنه الحديث: "من انتمى إلى عيه أبه لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا، العدل هو الفرض، والصرف هو النفل، وسمى الفرض عدلا لأنه أداء الحق الى المستحق، كذا في "النهاية"، وفي الشرع عبارة عن النقل والرد في بدليه بصفة مخصوصة، كذا في "الجوهرة". والبيع بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع. بيع العين، والعين بالدين، والدين بالعين، والدين بالدين الواني من الأواني والحلى، فلما بين الثلاثة الأول شرع في بيان الرابع، وإنما أحره لأن بيع الدين بالدين وهو الصرف أضعف البياعات حتى شرط قبض العوضين في المجلس، كذا في "فتح المعين" و "الكهاية".
- (٨) قوله: "الصرف هو البيع . . . إلخ" لأنه إيجاب وقبول في مالين ليس فيه معنى التبرع ، وهذا معنى البيع ؛ إلا أنه لما انفرد بمعان عن البيع اختص باسم كالسلم ، كذا في "الجوهرة". وشروطه على الإجمال التقابض قبل الافتراق بدنًا ، وأن لا يكون فيه خيار ولا أجل .
- (٩) قوله: "من جنس الأثمان. . . إلخ" قال الفراء: التمن عبد العرب ما كان ديبًا في الذمة -انتهى-والصرف اسم لعقود ثلاثة: بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وأحدهما بالآخر، كذا في " الجوهرة".

بفضّة أو ذَهَبَّا بِذَهَبُ لَم يَجُزُ (١) إلا مَثْلا بَمْلُ وإن اخْتَلَفَا (١) في الجُودَة والصيّاغَة، ولا بُدّ مِن قَبضِ العوضَين (٢) قبلَ الافتراق، وإذَا بَاعَ الذَهبَ بِالفِضة جَازَ التَفَاضُلُ (٤) ووَجَبَ التَقَابُضُ (٥) وإن افتَرَقَا في الصَرف قبلَ قبضِ العوضين، أو أحَدهما بَطَلَ العَقدُ (٢) ولا يَجُوزُ التَصَرّفُ في ثَمَنِ الصَرف قبلَ قبضه (٧) ويَجُوزُ بَيعُ الذَهبِ بِالفِضّة (٨) مُجَازَفَة (٩) ، ومَن بَاعَ سَيفًا مُحَلّى بِائَة دِرهَم، وحِليتُه حَمسُونَ دِرهَمًا، فَدَفَعَ مِن ثَمَنِهُ حَمسِينَ دِرهَمًا، جَازَ

<sup>(</sup>١) لأن المساواة شرط في ذلك. (ج)

<sup>(</sup>٢) لقوله عليه السلام: «جيدها ورديئها سواء» والضمير يرجع إلى أموال ربوية.

<sup>(</sup>٣) لما في الحديث: «يدًا بيد».

<sup>(</sup>٤) لعدم المجانسة . (ج)

<sup>(</sup>٥) قوله: "ووجب التقابض . . . إلخ "لقوله عليه السلام : «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» كذا في الهداية".

<sup>(</sup>٦) قوله: "بطل العقد [لفوات الشرط، وهو القبض]" وفائدته أنه لو قبض بعد ذلك لا ينقلب جائزًا، ويدل هذا القول على أن التقابض في الصرف شرط الجواز، لا شرط الانعقاد، قال في "النهاية": التقابض في الصرف شرط لبقاء العقد لا لانعقاده وصحته؛ لأنه قال في الكتاب: بطل العقد، ولا بطلان إلا بعد الانعقاد والصحة، فعلى هذا لو تقابض بعد الافتراق صح. (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>٧) قوله: "ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه" حتى لو باع دينارًا بعشرة دراهم، فقبل قبض العشرة اشترى ثوبًا أو مكيلا أو موزونًا، فالبيع فاسد، وثمن الصرف على حاله بقبضه، ويتم الصرف بينهما، هذا أى عدم جوازه لأن القبض مستحق بالعقد حقًا لله تعالى، وفي تجويزه فواته، كذا في "الجوهرة" و "الهداية".

<sup>(</sup>٨) قوله: "ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة" لأن المساواة غير مشروطة فيه لعدم المجانسة، ولكن يشترط القبض في المجلس، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٩) قوله: "مجازفة" أى لو باع الذهب بالفضة جزافًا يصح، ولو كان مع الفضل؛ لاختلاف الجنس بشرط أن يتقابضا فى المجلس حتى لو مشيا إلى جهة واحدة، أو ناما فى المجلس، أو أغمى عليهما، لا يبطل الصرف لقول ابن عمر رضى الله عنهما: وإن وثب من سطح فثب معه، وقصته ما روى عن ابن جبلة قال: سألت عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما، فقلت: إنا نقدم أرض شام، ومعنا الورق الثقال النافقة، وعندهم الورق الخفاف الكاسدة، فنبتاع ورقهم العشرة بتسعة ونصف، فقال: لا تفعل، ولكن بع ورقك بذهب، واشتر ورقهم بالذهب، ولا تفارقهم حتى تستوفى، وإن وثب من سطح فثب معه، فعلم أن المستحق هو القبض قبل الافتراق، وإن افترقا فى الصرف قبل قبضهما، أو قبل قبض أحدهما، بطل المبيع لفوات الشرط، وهو القبض، ولو باع الذهب بالذهب مجازفة، ثم علما تساويهما قبل الافتراق صح، وبعده لا يصح لفوات القبض المستحق بالعقد حقّا لله تعالى، إذ الرباحرام، خلافًا لزفر، فإنه يجوز عنده، وهو القياس؛ لأن الدراهم لا تتعين عينًا كانت أو دينًا. (العيني والعناية)

البَيعُ، وكَانَ المَقبُوضُ مِن حصّة الفضّة (١) وإن لم يُبَيّنْ ذَلكَ، وكَذَلكَ إِنْ قَالَ (٢): خُذْ هَذَهُ البَعُ مُ وكَانَ المَقبُوضُ مِن حصّة الفضّة (١) وإن لم يُبَيّنْ ذَلكَ، وكَذَلكَ إِنْ قَالَ (٢) وإن كَانَ الخَمسينَ من ثَمَنه مِمَا، فإن لَم يَتَقَابَضَا حَتّى افتَرَقَا، بَطلَ العَقدُ فَى الحِليَةِ (٤) وإن كَانَ يَتَحَلّصُ بغيرِ ضَرَرٍ (١) ، جَازَ البَيعُ فِى السَيف، وبَطلَ (٥) في الحِليَة، ومَن بَاعَ إِناءَ فِضّة (٦) ثُمّ افتَرَقًا (٧) ، وقَد قَبَضَ بعض ثَمَنه بطلَ العَقدُ فِيمَا لَم يَقبِض (٨) ، وصَحَّ فِيمَا قَبَضَ (٩) ، وكَانَ

ولنا: أن العلم بالمساواة عند العقد شرط لصحة البيع لاحتمال أن يكون أقل منه، أو مثله، أو أكثر، فحصل الفساد من وجهين، فترجحت جهة الفساد بالكثرة والحرمة.

تتمة : لو قال المشترى: النصف من ثمن الحلية، والنصف من ثمن السيف، أو جعل الكل من ثمن السيف يكون عن الحلية؛ لأنهما كشيء واحد. (العيني والفتح والعناية والبرجندي)

- (٥) البيع.
- (٦) بفضة أو بذهب.
  - (V) العاقدان.
    - (۸) ثمنه.

<sup>(</sup>١) قوله: "وكان المقبوض من حصة الفضة . . . إلخ" لأن حصة الفضة يستحق قبضها في المجلس، وحصة السيف لا يستحق قبضها في المجلس، فإذا نفد مقدار الحلية وقع ما نقد عن المستحق؛ لأن الظاهر الإتيان بالواجب شرعًا، كذا في "الجوهرة" وغيرها.

<sup>(</sup>٢) قوله: "وكذلك . . . إلخ " لأن أمور المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن ، ويمكن ذلك بأن يصرف المقبوض إلى ما يستحق قبضه ، كذا في "الجوهرة" ؛ ولأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد مجازًا ، قال الله تعالى : ﴿ فَنَسَيّا حُوتَهُمَا ﴾ ، والناسي أحدهما ، وهو يوشع عليه السلام ، وقال جل جلاله وعز اسمه : ﴿ يَخرُجُ مُنِهُمَا اللّهِ وَالْمَرِجَانُ ﴾ ، وللراد أحدهما أي الملح ، فيحمل عليه بظاهر حاله ، كذا في "الهداية" وغيرها .

<sup>(</sup>٣) قـوله: "بطل العقد. . . إلـخ" لأنه صرف فيها، وكـذا في السيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر؛ لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضرر، كذا في "الهداية".

<sup>(3)</sup> قوله: "وإن كان يتخلص بغير ضرر...إلخ" وإن لم يتخلص السيف بلا ضرر، بطل البيعان؛ لأنه يصير حينئذ كبيع جذع من السقف، ووجه عدم الجواز تعذر التسليم بلا ضرر، وقال الإمام السرخسى فى المبسوط: إن مسألة السيف على أربعة أوجه: الأول: إن فضة الحلية أكثر أو مثل النقد فى الوزن، فالبيع فاسد فيهما، أما الأول فظاهر، وأما الثانى فلأن الجفن والحمائل فضل خال عن العوض، وإن كان فضة الحلية أقل جاز، بأن يجعل المثل بالمثل، والباقى بإزاء الجفن والحمائل عندنا، خلافًا للشافعى رحمه الله، وإن كان لا يعلم أيهما أقل، فالبيع فاسد عندنا لعدم العلم بالمساواة وتوهم الفضل، وعند زفر يجوز، لأن الأصل هو الجواز، والمفسد هو الفضل الخلل عن العوض، فما لم يعلم يكون العقد محكومًا بجوازه.

<sup>(</sup>٩) قوله: "وصحَّ فيما قبض" لأنه صرف كله فصح فيما وجد شرطه، وهو التقابض، وبطل فيما لم يوجد، كذا في "الجوهرة".

الإنَّاءُ مُشتَرِكًا ('') بَينَهُ مَا ('') وإن استُحق ('') بعض الإنَّاء، كَانَ السمُشتَرِى بالخِيَارِ، إن شَاءَ أَخَذَ البَّاقِى بحصّته من الشَّمَنِ، وإن شَاءَ رَدّه ('') ومَن بَاعَ قِطعَةَ نُقرَة ('°) فاستُحِق بَعضهُا، أخذَ ما بَقِي بحصَّته من الشَّمَنِ، وإن شَاءَ رَدّه في ومَن بَاعَ ورهَمينِ ودينَارًا بدينَارَينِ ودرهَم، جَازَ البيعُ ('') وجَعَلَ كُلَّ وَاحد من الجِنسينِ بَدَلا من جنسِ الآخرِ ('') . ومَن بَاعَ أَحَدَ عَشَرَ درهَمًا بعَشَرَةٍ دَرَاهِمَ ودينَارُ ('') ، جَازَ البَيعُ وكَانَتِ العَشَرَةُ بَمِثْلِهَا، والدينَارُ بدرهَم ('') ، ويَجُوزُ بُيعُ بعَشَرة درَاهِمَ ودينَارُ ('') ، جَازَ البَيعُ وكَانَتِ العَشَرَةُ بَمِثْلِهَا، والدينَارُ بدرهَم ('') ، ويَجُوزُ بُيعُ

- (٢) أي البائع والمشتري.
- (٣) ولا خيار لكل واحد منهما. (ج)
- (3) قوله: "إن شاء أخذ الباقى بحصته من الثمن، وإن شاء رده" أى لو استحق بعض الإناء بعد البيع، وقبض بعض الشمن وظهور الاستحقاق قبل التفرق، فالمشترى بالخيار، إن شاء أخذ ما بقى من الإناء بعد حصة المستحق بحسابه، أو رد البيع؛ لأن الشركة فى الإناء عيب؛ لأن التشقيص يضره، فيثبت له الخيار، والفرق بين المسألتين أن الشركة فى الأولى من جهة المشترى لعدم فقده قبل الافتراق، وههنا كانت موجودة عند البائع مقارنة فتراضيا فى الأولى على هذا العيب، فلم يكن للمشترى ولاية الرد، بخلاف الاستحقاق؛ لأنه إذا اشترى لم يكن عنده معيبًا بالشركة، فلما ظهر هذا العيب لم يرض به، فله ولاية الرد على البائع، إذ الشركة فى الأعيان المجتمعة تعد عيبًا لانتقاصها بالتبعيض، وكان ذلك بغير صنعه، فيتخير. (العينى والفتح والعناية)
- (٥) قوله: "ومن باع قطعة نقرة [سيم گداخته]" هي قطعة فضة بذاته، كذا في تهذيب الديوان، فعلى هذا يكون الإضافة فيها من قبيل إضافة الجنس إلى النوع، وفي "المغرب": النقرة القطعة المذابة من الذهب أو الفضة، ويقال: نقرة فضة على الإضافة للبيان، والنقرة أيضًا حفرة في الأرض غير كبيرة. (العيني والقتح)
- (٦) قسوله: "أخسذ ما بقى بحصته، ولا خيبار له" لأن الشركة في النقرة لا تعسد عيبًا؛ لأن التشقيص لا يضرها، بخلاف الإناء، هذا إذا استحق بعد القبض؛ لأن الصفقة قد تمت بالقبض، وإن استحق قبل القبض لبعضه ثبت له الخيار؛ لتفرق الصفقة عليه قبل التمام، كما إذا اشترى عبدين وأبق أحدهما قبل القبض، أو هلك ثبت له الخيار لتفرق الصفقة عليه قبل التمام. (العيني والقتح)
  - (٧) لأنه لا يضره التبعيض، فالشركة ليست بعيب بخلاف الإناء.
- (A) قوله: "جاز البيع" وجعل كل واحد من الجنسين بدلا من جنس الآخر؛ لأن العقد إذا كان وجهان: أحدهما: يصححه، والآخر: يفسده حمل على ما يصححه. (الجوهرة)
  - (٩) فيعتبر الدرهمان بالدينارين والدرهم بدينار.
- (١٠) قوله: "ومن باع أحد عشر درهماً. . . إلخ" أردف هذه المسألة، وإن علمت مما قبلها ليعلم أن صرف الجنس إلى خلاف جنسه لا فرق فيه بين أن يوجد الجنسان في كل من البدلين، كما مر سابقًا، وبين أن يوجد في أحدهما، كما في هذا المثال، فيجعل ههنا العشرة بمثلها، والدينار بدرهم لتصحيح العقد. (العيني والفتح)

<sup>(</sup>١) قوله: "وكان الإناء مشتركًا. . . إلخ" لا يقال: إن فيه تفريق الصفقة على المشترى، فينبغى أن يتخير؛ لأن التفريق من جهة الشرع باشتراط القبض لا من العاقد، فصار كهلاك أحد العوضين؛ ولأن الشركة وقعت بصنعه، وهو الافتراق قبل نقد كل الثمن، فكأنه رضى بذلك، كذا في "الكفاية".

درهَمَين صَحيحَين (۱) ودرهَم غَلّة (۱) بدرهَم صَحيح ودرهَمَين غَلّة ، وإن كَانَ الغَالبُ عَلَى الدَرَاهِم الفضّة ، فهي في الدَرَاهِم الفضّة ، فهي في حُكْم الفضّة ، وإن كَانَ الغَالَبُ عَلَى الدَنَانير الذَهَب، فهي في حُكْم الفضّة ، وإن كَانَ الغَالبُ حُكْم الذَهَب، فيعتَبرُ في الجياد (۱) ، وإن كَانَ الغَالبُ عَلَيهِ مَا الغَشَ ، فليسافي حُكْم الدَرَاهِم والدَنَانير (۱) ، فهمافي حُكْم العُرُوض ، فإذَا بيعَت عَليهِ مَا الغَشَ ، فليسافي حُكْم الدَرَاهِم والدَنَانير (۱) ، فهمافي حُكْم العُرُوض ، فإذَا بيعَت بجنسِها مُتَفَاضِ لا جَازَ البيعُ (۱) ، وإن اشتَرَى بِهَا (۱) سِلعَة ، ثُم ّ كَسَدَت (۱) فتَركَ النَاسُ بجنسِها مُتَفَاضِ لا جَازَ البيعُ (۱) ، وإن اشتَرَى بِهَا (۱) سِلعَة ، ثُم ّ كَسَدَت (۱)

<sup>(</sup>١١) قوله: "جاز البيع وكانت العشرة الأن شرط البيع في الدراهم التماثل فالظاهر أنه أراد به أي بالبيع ذلك أي التماثل، فبقى الدرهم بالدينار، وهما جنسان لا يعتبر التساوي فيهما، أي في الجنسين، كذا في "الهداية".

 <sup>(</sup>١) قوله: "ويجوز بيع درهمين. . . إلخ" وجه الجواز تحقق المساواة في الوزن، وما عرف من سقوط اعتبار الحودة عند المقابلة بالجنس. (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>٢) الغلة: ما يردّه بيت المال ويأخذه التجار. (ج)

<sup>(</sup>٣).قوله: "فيعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد" حتى لا يجوز بيع الخالص بها، ولا بيع بعضها بعضه إلا متساويًا في الوزن، وكذا لا يجوز استقراضها لا وزنًا ولا عددًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: "فليسا في حكم الدرهم [لأن الحكم للغالب]... إلخ" هذا إذا كان الفضة لا تخلص عن الغش؛ لأنها صارت مستهلكة، ولا اعتبار لها، وأما إذا كانت تتخلص من الغش فليست مستهلكة، كذا في "شرح الأقطع" و" الجوهرة".

<sup>(</sup>٥) قوله: "فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز البيع" أى إن كان الغالب عليهما الغش، فليس فى حكم الدراهم والدنانير؛ لأن العبرة للغالب، فصح بيع المغشوش بمغشوش مثلها متفاضلا، سواء كان عددًا أو وزنًا؛ لأن الغش من كل واحد منهما مقابل بالفضة أو الذهب الذى فى الآخر، فلا يضر التفاضل فيهما لاحتلاف الجنس، وإذا بيع بالفضة الخالصة أو الذهب الخالص، لا بد أن يكون الخالص أكثر من الفضة أو الذهب الذى فى المغشوش حتى يكون قدره بمثله، والزائد بالغش، ويشترط التقابض قبل الافتراق، ولا يقال: إذا صرف الجنس المغشوش حتى يكون قدره بمثله، والزائد بالغش، ويشترط التقابض قبل الافتراق، ولا يقال: إذا صرف الجنس لضرورة صحة العقد، والثابت بالضرورة لا يتعدى، فبقى العقد فيما وراء ذلك صرفًا، فيشترط التقابض فى لضرورة صحة العقد، والثابت بالضرورة لا يتعدى، فبقى العقد فيما وراء ذلك صرفًا، فيشترط التقابض فى المجلس. والحاصل أنهم اعتبروا الفضة أو الذهب إذا كان الغش مغلوبًا حتى لا يجوز بيعه بجنسه لا على طريق الاعتبار، فجعل كأن كله فضة أو ذهب، ومنع بيعه متفاضلا، ولم يعتبروهما إذا كان الغش غالبًا، فإن اشترى بها إنسان فضة خالصة، فإن كانت الفضة الخالصة مثل تلك الفضة التى فى الدراهم المغشوشة، أو أقل، أو لا يدرى فالبيع فاسد، وإن كان كثر صح، ولو عرف أن الفضة أو الذهب فى الغش الغالب تبر، ولا يخرج منه شىء، كان فالبيع فاسد، وإن كان كثر صح، ولو عرف أن الفضة أو الذهب فى الغش الغالب تبر، ولا يخرج منه شىء، كان حكمه كحكم النحاس الخالص. (العيني والفتح والعناية)

<sup>(</sup>٦) أي بالدراهم المغشوشة.

 <sup>(</sup>٧) قوله: "ثم كسدت . . . إلخ الكساد أن لا تروج في جميع البلدان، هذا على قول محمد، وأما
 عندهما الكساد في بلد يكفى لفساد البيع في تلك البلدة، كذا قاله العلامة العيني .

المُعَامَلَة بِهَا قَبلَ القَبضِ، بَطَلَ البَيعُ عِندَ أبى حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ، وقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى: عَلَيه قِيمَتُها أَخِرَ ما تَعَالَى: عَلَيه قِيمَتُها أَخِرَ ما يَتَعَامَلُ النَاسُ (أَنَّ)، ويَجُوزُ البَيعُ بالفُلُوسِ النَافقَة (أُوإن لَم يُعَيّنُ (أَ)، وإن كَانَت كَاسِدَةً لَم يَجُزِ يَتَعَامَلُ النَاسُ أَنَّ ، وإن كَانَت كَاسِدَةً لَم يَجُزِ البَيعُ بِهَا حَتّى يُعَيِّنَهَا (أَ)، وإذَا بَاعَ الفُلُوسَ النَافقَة، ثُم ّ كَسَدَت قبلَ القَبضِ، بَطَلَ البَيعُ (أَعنهُ عَندَ البَيعُ بِهَا حَتّى يُعَيِّنَهَا (أَنَّ)، وإذَا بَاعَ الفُلُوسَ النَافقَة، ثُم ّ كَسَدَت قبلَ القَبضِ، بَطَلَ البَيعُ (أَعنهُ عَندَ البَيعُ وعَلَيهِ أبى حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَى (أَنَّ)، ومَن اشترَى شَيئًا بنصف درهم (''افلُوسًا، جَازَ البَيعُ وعَلَيهِ ما يُبَاعُ ('') بنصف درهم مِن ('') فُلُوس، ومَن أعطَى صَيرَفيّا ('') درهَما، فقالَ: أعطنى بنصفه فُلُوسًا، وبنصفه نصفة نصفًا إلا حَبّةً ('')، فَسَدَ البَيعُ في الجَميع عندَ أبى حَنيفة رَحمَهُ اللهُ أَوسَا، وبنصفة رَحمَهُ اللهُ عَبَةً رَحمَهُ اللهُ أَلُوسَ عَندَ أبى حَنيفة وَرحمَهُ اللهُ أَلُوسَا، وبنصفة وبنصفة وسَفَة وسَدَ البَيعُ في الجَميع عندَ أبى حَنيفة وَرحمَهُ اللهُ أَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمَا اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ المُنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أي على المشتري.

<sup>(</sup>٢) أي قيمة هذه الدراهم المغشوشة.

<sup>(</sup>٣) وعليه الفتوي، كذا في "الذخيرة" و النهاية".

<sup>(</sup>٤) قوله: "عليه قيمتها آخر [وفى "المحيط" و "التتمة" و "الحقائق" و "الجوهرة" وبه يفتى رفقًا بالناس، كذا في "رد المحتار"] ما يتعامل الناس . . . إلخ " لأن القبض مضمون ، والكساد هلاك، فصار مضمونًا بالقيمة إلا أن أبا يوسف نظر إلى أنه يجب القيمة عند البيع؛ لأنه مضمون بالبيع، وعند محمد: يجب عند الانقطاع؛ لأنه حينئذ يتحول إلى القيمة، فيتعين يومئذ قيمته، وللإمام أن الثمنية تهلك بالكساد؛ لأنها ثابتة بالاصطلاح، فإذا بطلت بقى بيعًا بلا ثمن، فيبطل العقد، وكذا الخلاف إذا انقطعت عن أيدى الناس . (العيني والفتح)

<sup>(</sup>٥) قوله: "ويجوز البيع بالفلوس النافقة" لأنها أموال معلومة القدر والوصف، وتُسن بالاصطلاح وجاز بها البيع كالدراهم والدنانير، قوله: وإن لم يعيّن بل لو عيّنها لا تتعين؛ لأنها صارت تُمنًا بالاصطلاح، وله أن يعطيه غيرها إلا إذا قال: أردنا تعليق الحكم بعيبها، فحينئذ يتعلق العقد بعينها. (العيني والفتح)

<sup>(</sup>٦) لأنه لا فائدة في تعينها. (ج)

 <sup>(</sup>٧) قوله: "حتى يعينها" لأنها خرجت من أن تكون ثمنًا وما ليس بثمن لا بد من تعيينه في حالة العقد
 كالثياب، وقيّد بالكساد؛ لأنها إذا غلت أو رخصت، كان عليه رد المثل بالاتفاق، كذا في "النهاية". (الجوهرة)

<sup>(</sup>٨) قوله: "بطل البيع . . . إلخ " والكلام فيها كالكلام في الدراهم المغشوشة إذا كسدت . (الجوهرة)

<sup>(</sup>٩) خلافًا لهما.

<sup>(</sup>١٠) يعني أن ذلك النصف من الدراهم فلوس لا نقرة .

<sup>(</sup>١١) قوله: "وعليه. . . إلخ" أي يجب على المشترى إذا اشترى شيئًا بهذا اللفظ قدر ما يباع من عدد الفلوس بمقابلة نصف درهم فضة إذا بيعت الفلوس بمقابلة نصف درهم في سوق الصيارفة، كذا في "النهاية".

<sup>(</sup>۱۲) بیان ما یباع.

<sup>(</sup>١٣) صرَّافًا.

من (١٤) قوله: وبنصفه نصفًا... إلخ "أي أعطني بنصف الدرهم درهمًا صغيرًا يساوي نصف الدرهم إلا

تَعَالَى (١). وقَالا: جَازَ البَيعُ في الفُلُوسِ (٢)، وبَطَلَ فيمَابَقِي (٣)، ولو قَالَ (٤): أَعْطِني نصفَ درهمٍ فُلُوسًا ونصِفًا إلا حَبَّةً جَازَ البَيعُ (٥)، ولو قَالَ: أَعطِني درهَمًا صَغِيرًا وَزنُه نَصفُ درهمٍ إلا حَبَّةً، والبَاقِي فُلُوسًا، جَازَ البَيعُ، وكَانَ النِصفُ إلا حَبَّةً بَإِزَاءِ الدرهَمِ الصَغِيرِ، والبَاقِي بإزَاءِ الفُلُوسِ .

#### كتاب الرَهن (٦)

الرَهنُ يَنعَقِدُ بِالإِيجَابِ والقُبُولِ (٧)، ويَتِمّ بالقَبضِ (٨)، فإذَا (٩) قَبَضَ الـمُرتَهِنُ الرَهنَ حة، كذا في "النهاية".

(١) قوله: "فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى" لاتحاد الصفقة وقوة الفساد، لكونه مجمعًا عليه فيشيع، كما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة. (العيني والعناية)

(٢) قوله: "جاز البيع في الفلوس وبطل. . . إلخ" لأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز، وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا، فلا يجوز، كذا في "الهداية".

(٣) قوله: "وبطل فيما بقى" وأصل الخلاف بين الإمام وصاحبيه أن العقد يتكرر عنده بتكرر اللفظ، وعندهما يتكرر اللفظ، وعندهما يتكرر بتفصيل العقد، حتى لو قال: أعطني بنصفه فلوسًا، وأعطني بنصفه نصفًا إلا حبة، جاز في الفلوس، وبطل في الفضة بالإجماع. (العيني والعناية)

(٤) حين دفع إليه الدرهم الكبير.

(٥) قوله: "جاز البيع . . . إلخ" لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة ، فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله ، وما وراءه بإزاء الفلوس ، كذا في "الهداية" .

(٦) قوله: "كتاب الرهن" اعلم أن أكثر المصنفين وضعوا كتاب الرهن بعد كتاب الصيد لمناسبة أن كل واحد منهما سبب لتحصيل المال، لكن المصنف وضعه عقيب كتاب البيوع؛ لأن الرهن أشد ضرورة بعد البيع، وكما أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول كذلك الرهن ينعقد بهما، ولأن البيع قد تقع فيه ضرورة الرهن لعدم تيسير الثمن، كما وقع عن النبي عليه، كما أخرجه البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله على الشرى من يهودي طعامًا، ورهنه بها درعا له من حديد!

قال في "الجوهرة": والرهن في اللغة هو الحبس، أي حبس الشيء بأي سبب كان مالا أو غير مال، قال الله تعالى: ﴿ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَة ﴾ أي محبوسة بوبال ما اكتسبت من المعاصى، وفي الشرع عبارة عن عقد وثيقة عبال احترازًا عن الكفالة، فإنها عقد وثيقة في الذمة، واحترازًا أيضًا عن المبيع في يد البائع، فإنه وثيقة، وليس بعقد على وثيقة، ويقال: هو في الشرع جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاءه من الرهن كالديون حتى إنه لا يجوز الرهن بالحدود والقصاص ولا رهن المدبر.

ثم شرعية الرهن تثبت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مَقَبُوضَةٌ ﴾ والسنة ما روى: «أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعه عند أبى الشحم اليهودي بالمدينة » الحديث، وبُعث عليه الصلاة والسلام والناس يتعاملونه، فأقرهم عليه، وعليه الإجماع. (من ملا مسكين وغيره)

(٧) قوله: "بالإيجاب والقبول. . . إلخ" الإيجاب ركن الرهن بمجرده، وهو أن يقول الراهن: رهنتك هذا

مُحوزًا (١) مُفَرَّغًا مُمَيّزًا، تَمّ الْعَقدُ فِيهِ (٢)، وما لَم يَقبِضْهُ، فالرَاهِنُ بِالْخِيَارِ، إِن شَاءَ سَلّمَه إلَيه، وإِن شَاءَ رَجَعَ عَنِ الرَهنِ (٣)، فإذَا سَلّمَه إلَيه، فقَبَضَه، دَحَلَ في ضَمَانِه (٤)، ولا يَصِحُ الرَهنُ إلا بِدَينٍ مَضمُونٍ (٥)، وهُو مَضمُونُ بالأقَل (٢) من قِيمَتِه ومن الدَينِ مَضمُونٍ (٥)، وهُو مَضمُونُ بالأقَل (٢) من قِيمَتِه ومن الدَينِ، فإذَا هَلَكَ الرَهنُ في يَد

الشيء بدينك الذي لك على ، والقبول هو قول المرتهن : قبلت ، وإنما جعل الركن مجرد الإيجاب من غير قبول ؛ لأن الرهن عقد تبرع ، فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة ، كذا في "الجوهرة" .

(A) قوله: "ويتم بالقبض" يعنى قبضًا مستمرًا إلى فكاكه، وهذا يدل على أن القبض ليس بشرط فى انعقاده، وإنما هو شرط فى لزومه، فإن الرهن جائز قبل القبض إلا أنه غير لازم، وإنما يصير لازمًا بالتسليم كالهبة، حتى لو مات الراهن قبل أن يقبض المرتهن الرهن، لم يجبر عليه، فلا يتعلق به الاستحقاق إلا بالقبض كالهبة، فما لم يقبضه لا يكون لازمًا، ثم يكتفى فى القبض بالتخلية، وهى عبارة عن رفع المانع قبل القبض، وهذا هو ظاهر الرواية؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع، فأشبه قبض المبيع وعن أبو يوسف: أنه لا يثبت فى المنقول إلا بالنقل، والأول أصح، واستدامة القبض واجبة عندنا، خلافًا للشافعي حتى إن عنده للراهن أن ينتفع بالرهن. (الجوهرة النيرة)

- (٩) وهو شرط اللزوم.
- (۱) قوله: "محوزاً" أى مقسومًا، وهو احتراز عن رهن المشاع، فإنه لا يجوز عندنا، وقوله: مفرغًا أى عن ذلك الراهن، وهو احتراز عن رهن دار فيها متاع الراهن، وقوله: مميزًا، أى لم يكن الرهن متصلا بغيره اتصال خلقة، كما لو رهن الثمر على رأس الشجر دون الشجر؛ لأن المرهون متصل لغير المرهون خلقة، فصار كالشائع، كذا في "الكفاية".
- (٢) قوله: "تم [لوجود القبض بكماله، فلزم العقد] العقد [أى عقد الرهن] فيه [أى في المرهون]" في هذا إشارة إلى أن اتصافه بهذه الصفة عند العقد ليس بلازم، يعنى لو لم يكن موصوفًا بها عند العقد، واتصف بها عند القبض يتم فيه، وفيه إشارة إلى أنه لو لم يكن موصوفًا بها عند القبض، يكون فاسدًا لا باطلا، إذ لو كان باطلا لقال صح، فلما قال: تمّ، دلّ على أنه يكون بدونها ناقصًا، والباطل فائت الأصل والوصف، والفاسد موجود الأصل فائت الوصف. (الجوهرة النيّرة)
- (٣) قوله: "عن الرهن" لأن اللزوم إنما هو بالقبض، إذ المقصود هو الوثيقة لا يحصل قبل القبض؛ لأن الرهن استيفاء الدين حكمًا، والاستيفاء حقيقة لا يكون بدون القبض، فكذا الاستيفاء حكمًا. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "دخل في ضمانه" يعنى إذا قبض المرتهن الرهن، دخل في ضمانه، فإذا هلك المرهون في يده بعد قبضه، يضمن الأقل من قيمة الرهن ومن الدين، هذا عندنا، وقال الشافعي رحمه الله: الرهن كله أمانة في يد المرتهن، لا يسقط من الدين شيء لهلاكه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غُنمه وعليه غرمه» وقال مالك: إن هلك بأمر ظاهر فهو في ضمان الراهن، وإن هلك بأمر خفي، فهو في ضمان المرتهن، ولنا أن رجلا رهن فرسًا، فنفق أي هلك، فاختصما إلى النبي عَلَيْخ، فقال: ذهب حقك، وإجماع المصحابة والتابعين رضى الله عنهم على أن الرهن مضمون منه، فالقول بالأمانة خرق للإجماع، والتفصيل مذكور في "العيني" وغيره.
- (٥) قوله: "إلا بدين [سواء كان الدين من الأثمان أو غيرها بأي جهة ثبت] مضمون" لأن حكمه ثبوت يد

المُرتَهِن، وقِيمَتُه والدَينُ سَوَاءٌ، صَارَال مُرتَهِنُ مُستوفيًا لدَينِه حُكمًا (۱)، وإن كَانَت قيمَةُ الرَهنِ أَكثَرَ مَن الدَينِ، فالفَضلُ أَمَانَةٌ (۲)، وإن كَانَت قيمَةُ الرَهنِ أَقَلَ من ذَلكَ (۲)، سقطَ من الدَينِ بقَدْرِهَا، ورَجَعَ (۱) المُرتَهِنُ (۱) بالفَضلِ، ولا يَجُوزُ رَهنُ المُشَاعِ (۲)، ولا رَهنُ ثَمَرَة عَلى الدَينِ بِقَدْرِهَا، وورَجَعَ (۱) ولا زَرعٌ في الأرضِ دُونَ الأرضِ، ولا يَجُوزُ رَهنُ النَّخلِ والأرض دُونَ المَصارِ، ولا يَجُوزُ رَهنُ النَّعلِ والأرض دُونَ المَصارِ، ولا يَصِح الرَهنُ بالأمانات (۱) كالوَدائع والعَوارِي والمَصارَبَاتِ ومَالِ

الاستيفاء من الرهن، والاستيفاء من الرهن يتبع الوجوب، وقيد الدين بالمضمون على وجه التأكيد؛ وإلا فجميع الديون مضمونة، كذا في "الجوهرة" و "شرح الأقطع". وقيل: أريد بالدين المضمون ما كان واجبًا للحال، أى لا يصح إلا بدين واجب للحال، لا بدين سيجب، واحترز به عن الرهن بالدرك، فإنه لا يصح، وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع، وصورة ضمان الدرك مثل أن يقول: ما بايعت فلانًا فعلى تمنه، فأخذ من القائل رهنًا بذلك قبل المبايعة، لم يجز، كذا في "الجوهرة" و"غاية البيان".

(٦) قوله: "بالأقل" بالألف واللام، وقوله: من قيمته، أي يوم القبض، ومن الدين بيان للأقل، أي أيهما كان أقل فهو مضمون به، وصورته قوله: فإذا كان قيمة الرهن أكثر . . . إلخ" وبيانه: إذا رهن ثوبًا قيمته عشرة بعشرة، فهلك عند المرتهن، سقط دينه، فإن كانت قيمة الثوب خمسة يرجع المرتهن على الراهن بخمسة أخرى، وإن كانت قيمته خمسة عشر فالفضل أمانة عندنا، وعند زفر: يرجع الراهن على المرتهن بخمسة ؟ لأن الرهن عنده مضمون بالقيمة، كذا في "الكفاية".

- (١) لا حقيقة لأنه ما حصل له شيء من الدين.
- (۲) قوله: "فالفضل أمانة" في يد المرتهن يضمنه إن كان متعديًا، وإن كان الهلاك من غير تعدّ، فلا ضمان عليه. (العيني)
  - (٣) أي من الدين .
  - (٤) لأن الاستيفاء بقدر المالية . (ج)
    - (٥) على الراهن.
- (٦) قوله: "ولا يجوز رهن المشاع . . . إلخ" سواء كان فيما يحتمل القسمة أو لا، وسواء رهنه من أجنبي أو من شريكه؛ لأن الإشاعة يمنع استدامة القبض؛ لأنه لا بد فيها من المهاياة، وهو أن يكون يومًا رهنًا ويومًا لا، كذا في "الجوهرة" وغيرها.
- (٧) قوله: "ولا رهن ثمرة" لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة، فكان في معنى المشاع، فصار الأصل أن المرهون إذا كان متصلا بما ليس بمرهون لم يجز؛ لأنه لا يمكن قبض المرهون وحده، كذا في "الجوهرة".
- (٨) قوله: "ولا يجوز رهن النخل والأرض دونهما [أى دون الثمر والزرع]" لأن الرهن مشغول بما ليس برهن، فصار كرهن الأرض التي فيها متاع الراهن، وكذا لو رهن الأرض بدون البناء لا يصح؛ لأن الرهن مشغول بالبناء، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن رهن الأرض بدون الأشجار يصح. (من "العيني" و "الفتح")
- (٩) قوله: "ولا يصح الرهن بالأمانات" فإن رهن بها فالرهن باطل كالرهن بالميتة والدم، واعلم أن الرهن عندنا على ثلاثة أضرب: رهن صحيح: وهو الرهن بالدين والأعيان المضمونة بأنفسها كالمغصوب والمهر، وبدل

الشركة، ويصح الرَهنُ بِرَأْسِ مَالَ السَلَمِ (۱) وتُمن الصَرف والمُسلَم فيه، فإن هَلَكَ في مَجلَس العَقد، تَمّ الصَرفُ والسَلَمُ (۲)، وصَارَ المُرتَهِنُ مُستَوفِيًا لِحَقِّه (۲) حُكمًا، وإذَا اتّفَقَا عَلَى وَضْعِ الرَهنِ عَلَى يَدَى عَدْل جَازَ (٤)، وليس للمُرتَهِن ولا للرَاهن أخْذُه مِن يَده (٥)، فإن هَلَكَ في يَده هَلَكَ من ضَمَان السَّمُرتَهِن (٦)، ويَجُوزُ رَهنُ الدَرَاهِم والدَّنَانِيرِ والسَّمَكِيلِ (٧) والسَمَوزُون (٨)، فإن رُهنَ الدَرَاهِم الدَّنَانِيرِ والسَّمَكِيلِ (١١)، وإن السَّمَوزُون (١٠)، فإن رُهنَ الدَراهِم الدَّين (١٠)، وإن (١١)، وإن (١١)، وإن (١١)،

الخلع، وبدل الصلح عن دم العمد، ورهن فاسد: كالرهن بالخمر والخنزير، ورهن باطل: كالرهن بالأمانات والأعيان المضمون بغيرها، كالمبيع في يد البائع وبالدرك، فالصحيح والفاسد يتعلق بهما الضمان، كما يتعلق بالبيع الصحيح والفاسد، والباطل لا يتعلق به ضمان كالبيع بالميتة والدم، فاحفظ فإنه ينفعك. (الجوهرة وغيرها)

(١) قوله: "ويصح الرهن برأس مال السلم" وقال زفر: لا يجوز؛ لأن حكمه أى الرهن الاستيفاء، وهذا أى أخذ الرهن عن هذه الأثنياء استبدال ليس باستيفاء لعدم المجانسة، وباب الاستبدال في هذه المذكورات مسدود، ولنا: أن المجانسة ثابتة في المالية، فيتحقق الاستيفاء من حيث المال، وهو المضمون، كذا في "الهداية".

(٢) قوله: "فإن هلك [الرهن بثمن الصرف ورأس مال السلم] في مجلس العقد تم الصرف. . . إلخ " بيان لفائدة الرهن بالأشياء المذكورة، يعنى إذا صح آخذ الرهن برأس المال وثمن الصرف، فإن هلك الرهن في مجلس العقد، تم الصرف والسلم؛ لأنه لما أعطى رب السلم المسلم إليه مائة برأس المال في السلم، أو آخذ رهنًا بالدرهم في الصرف، وهلك الرهن في مجلس العقد، صار المسلم إليه مستوفيًا رأس ماله حكمًا، وكذا في الصرف لوجود القبض، واتحاد الجنس من حيث المالية، وإن افترقا قبل الهلاك، بطل الصرف والسلم لفوات القبض حقيقة وحكمًا، هذا إذا كان الرهن برأس مال السلم أو ثمن الصرف، وأما إذا كان بالمسلم فيه، فلا يبطله الافتراق قبل القبض، لأن قبضه لا يجب في المجلس، ولهذا قال في "رد المحتار": أفاد القهستاني أن المراد إن هلك الرهن برأس المال، أو بثمن الصرف دون المسلم فيه، لمنافاته لقوله: وإن افترقا، لأن المسلم فيه يصح مطلقًا، أقول:

- (٣) أي لدينه لتحقق القبض.
- (٤) قوله: "جاز" لأن القبض من حقوق المرتهن، فملك أن يستوفيه بنفسه وبغيره كسائر حقوقه، وإنما اعتبر رضى الراهن؛ لأنه له فيه حق الملك، فلا يقبض إلا برضاه. (الجوهرة النيرة)
- (٥)قوله: وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه. . . إلخ" لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده وأمانته، وتعلق حق المرتهن استيفاء، فلا يملك أحدهما إبطال حق الآخر . (الجوهرة النيّرة)
  - (٦) لأن يد العدل يد للمرتهن لقيامه مقامه. (ج)
    - (٧) كالحنطة والشعير .
  - (٨) كالحديد والصفر ؛ لأنه يتحقق الاستيفاء منها. (ج)
    - (٩) عند المرتهن.
- (١٠) قوله: "هلكت بمثلها من المدين" وزنًا أو كيلا لا قيمة، سواء كانت قيمة هذه الأشياء كوزنها أو لا، ولا عبرة بالجودة والصياغة؛ لأنهما ساقطة الاعتبار عند المقابلة بالجنس، وهذا عند أبي حنيفة، فإن عنده يصير

اختَلَفَا (١) في الجَودَة والصياغَة، ومَن كَانَ لَهُ دَينٌ عَلَى غَيرِه فأخَذَ مِنهُ مِثلَ دَينِه فأَنفَقَهُ، ثُمّ عَلَمَ أَنّه كَانَ زُيُّوفًا، فَلَا شَيءَ لَهُ (١) عند أبي حَنيفَة رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى .

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحَمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: يَرُدُّ مثلَ الزُيُوفِ ويَرجِعُ مِثلَ الجِيَادِ")، ومَن رَهَنَ عَبدَ يِن بِأَلف (1)، فقَضَى حِصَّةَ أَحَدِهمَا، لَم يَكُن لَهُ أَن يَقبِضَه حَتّى يُؤدَّى بَاقِيَ الدَينِ (٥)، فإذَا وَكُلَ الرَّاهِنُ المُرتَهِنَ، أو العَدْل (١) أو غَيرَهما في بَيعِ الرَهنِ عِندَ حُلُولِ الدَينِ (٥)، فإذَا وَكُلَ الرَّاهِنُ عِندَ حُلُولِ

مستوفيًا باعتبار الوزن دون القيمة؛ لأن اعتبار القيمة يؤدي إلى الربا، وعندهما يضمن القيمة من خلاف الجنس، فتكون رهنًا مكانه، ويملك المرتهن الهالك بالضمان.

بيانه: إذا رهن الراهن فضة وزنه عشرة بعشرة دراهم، وهلك الفضة، فإن كانت قيمته مثل وزن عشرة، يسقط الدين بالاتفاق، وإن كانت قيمته أقل من وزنه، بأن كانت قيمة الفضة ثمانية مثلا، أو كانت قيمته أكثر من عشرة، بأن كانت اثنى عشرة درهما، فكذلك عند أبى حنيفة؛ لعدم اعتبار صفة الجودة والصياغة، وعندهما يضمن المرتهن قيمته من خلاف جنسه؛ لأنه لو اعتبر الوزن وحده من غير اعتبار صفة جودة أو رداءة، وأسقط القيمة، لزم الإضرار بأحدهما، يعنى بالمرتهن إذا كانت أقل من وزنه، وبالراهن فيما إذا كانت القيمة أكثر، ولو اعتبر القيمة، وجعل مستوفيًا باعتبارها ما أدى إلى الربا، فتعين ما ذكر من أنه يضمن قيمته من خلاف جنسه، ثم عند الإمام إن تساويا الدين والرهن في الوزن فظاهر، وإن كان الدين أزيد، فالزائد في ذمة الراهن، وإن كان الرهن أزيد فالزائد أمانة، ولو رهن هذه الأشياء بخلاف جنسها، فهلكت بقيمتها كسائر الأموال، وهو ظاهر، هذا حاصل ما في "العيني" و "الفتح" وغيرهما.

- (١١) وصلية.
- (١) لأنه لا معتبر في الجودة عند المقابلة بجنسها عند أبي حنيفة. (ج)
- (٢) قوله: "ثم علم أنه كان زيوفًا، فلا شيء له" يعنى علم بعد، أما لو علم حالة القبض ولم يرد، لم يثبت له الرد بالإجماع، ثم إذا علم قبل أن ينفقها فطالبه بالجياد وأخذه، فإن الجياد أمانة في يده ما لم يرد الزيوف، ويجدد القبض، كذا في "الهداية". وقوله: فلا شيء له، يعنى إذا كان ما قبضه مثل وزنه، ومناسبة هذه المسألة بما قبلها ظاهر على قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه إذا أنفق الزيوف مكان الجياد، فكأنه استوفى الجياد من الزيوف، فيكون كالرهن، كذا في "الجوهرة".
  - (٣) والمشهور أن محمدًا مع أبي حنيفة. (ج)
- (٤) قوله: "ومن رهن عبدين بألف. . . إلخ" إنما قيد بألف ليفيد أنه رهن العبدين، ولم يفصل حصة كل واحد منهما بخمسمائة، واحد منهما شيئاً من المال، مثل أن يقول: رهنتها بألف كل واحد منهما بخمسمائة، فكذلك الجواب في رواية الأصل، وهو المبسوط، وفي الزيادات له أن يقبضه إذا أدى خمسمائة، وجه الأول أن العقد متحد لا يتفرق بتفريق التسمية كالبيع، ووجه الثاني: أنه لا حاجة إلى الاتحاد؛ لأن أحد العقدين لا يصير مشروطا إلى الآخر، ألا ترى أنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز. (الجوهرة وغيرها)
- . (٥) قوله: "لم يكن له أن يقبضه حتى . . . إلخ" لأن الرهن محبوس بكل الدين، فيكون محبوسًا بكل جزء من أجزاءه مبالغة في حمله أي الراهن على قضاء الدين، كذا في "الجوهرة" و "الهداية".
  - (٦) والمراد منه العدل الذي وضع الراهن والمرتهن عنده شيئًا مرهونًا .

الدين، فالوكَالَةُ جَائِزَةٌ (١)، فإن شُرِطَت الوكَالَةُ في عَقد الرَهن، فليس للرَاهنِ عَزلُه عَنهَا (١)، فإن عَزلُه عَنهَا (١)، فإن عَزلُه عَنهَا (١)، فإن عَزلُه عَنهَا (١) فإن عَزلَه (١) فإن عَزلَه (١) فإن عَزلَه (١) وإن مَاتَ الرَاهِنُ لَم يَنعَزِلْ (٥) أيضًا، وللمُرتَهِنِ أن يُطالِبَ الرَاهِنَ بِدَينه ويَحبِسَه به (١)، وإن كَانَ الرَهنُ في يَده (١)، فليس عَليه أن يُمكَنّهُ من بَيعه (١)، حَتّى يَقبِضَ الدَينَ من ثَمَنِه، فإذَا قَضَاهُ الدَينَ قِيلَ لهُ: سَلّم الرَهنَ إلَيه (١)، وإذَا بَاعَ الرَاهِنُ الرَهنَ الرَهنَ

- (٣) أي الوكيل.
- (٤) إلا أن يرضي المرتهن.
- (٥) لأن الرهن لا يبطل بموت الراهن. (ج)
- (٦) قوله: "يطالب الراهن بدينه ويحبسه . . . إلخ" لأن حقه باقي بعد الرهن، والحبس حرام للظلم، وهو المماطلة، فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه، وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر بإحضار الرهن، فإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين أو لا ليتعين حقه، كما تعين حق المرتهن تحقيقًا للتسوية، كذا في "الجوهرة".
- (٧) قوله: "وإن كان الرهن في يده" ولفظة إن تحتمل أن تكون وصلية أو شرطية، والأولى أن تكون وصلية أو شرطية، والأولى أن تكون وصلية ؟ لأنه وقع في بعض النسخ: وليس عليه أن يمكنه. . . إلخ" ويدل على كونها وصلية عبارة تكملة البحر الرائق على كنز الدقائق، وعبارتها هكذا: أي للمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به، وإن كان الرهن في يده ؟ لأن حقه باقي، والرهن لزيادة الصيانة -انتهى . (محمد سليمان عفى عنه)
- (٨) قوله: "فليس عليه أن يمكنه. . . إلخ " لأن حكم الرهن الحبس الدائم ألى أن يقضى الدين ، وإن قضاه البعض، فله أن يحبس كل الرهن حتى يستوفى البقية اعتباراً بحبس المبيع حتى يستوفى الثمن ، كذا فى "الجوهرة" . اعلم أن فاء فليس على ظاهرها جزائية ، والصحيح أن تكون عاطفة بمعنى الواو ، كما وقع فى بعض النسخ ، أو تفصيلية أو تعقيبية -والله أعلم بالصواب- . (محمد سليمان عفى عنه)
- (٩) قوله: "قيل له: سلّم الرهن إليه" لأنه زال المانع من التسليم بوصول الحق إلى مستحقه، ثم إذا استوفى المرتهن دينه بإيفاء الراهن، أو بإيفاء متطوع، ثم هلك الرهن في يده قبل أن يرده إلى الراهن، يهلك بالدين، ويبجب على المرتهن ردما استوفى من الدين إلى من استوفى منه، وهو الراهن، أو المتطوع؛ لأنه صار مستوفيًا عند الهلاك بالقبض السابق، فكان الثاني استيفاء بعد الاستيفاء، فيجب رده، وهذا بخلاف ما إذا أبرأ المرتهن الراهن من الدين، ولم يرد عليه الرهن حتى هلك في يد المرتهن من غير أن يمنعه إياه، فإنه يهلك أمانة استحسانًا، وقال زفر: يهلك مضمونًا. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١) قوله: "فالوكالة جائزة [لأنه توكيل ببيع ماله]" لأن الراهن مالك، فله أن يؤكل من شاء من الأهل يبيع ماله معلقًا ومنجزًا؛ لأن الوكالة تجوز تعليقًا بالشرط لكونها من الإسقاطات؛ لأن المانع من التصرف حق المالك وبالتسليط على بيعه أسقط حقه، والإسقاطات يجوز تعليقها بالشروط. (التكملة والفتح)

<sup>(</sup>٢) قوله: "فليس للراهن عزله [أى الوكيل] عنها [أى عن الوكالة]" لأنه لما شرعت في ضمن العقد صار وصفا من أوصافه وحقّا من حقوقه، و لأنه تعلق به حق المرتهن، وفي عزله إسقاط حقه، وصار كالوكيل بالخصومة يطلب المدعى، كذا في "الجوهرة".

بغَيرِ إذن المُرتَهِنِ، فالبَيعُ مَوقُوفٌ (۱) فإن أَجَازَهُ المُرتَهِنُ جَازَ (۱) وإن قَضَاهُ الرَاهِن دَينَهُ جَازَ (۱) وإن أَعتَقَ الرَاهِنُ (۱) عَبدَ الرَهنِ بغَيرِ إذن المُرتَهِنِ، نَفَذَ عِتقُه (۵) فإن كَانَ الرَاهِنُ مُوسِرًا والدَينُ حَالاً، طُولِبَ بأَدَاءِ الدَين (۱) وإنْ كَانَ مُؤجّل أَخَذَ مِنهُ قِيمَةَ العَبد، فجُعلَت مُوسِرًا والدَينُ حَالاً، حَتّى يَحِل الدَينُ، وإن كَانَ (۱) مُعسِرًا، استَسعَى العَبدَ (۱) في قِيمَتِه، فقَضَى بِه رَهنًا مَكَانَه (۷) حَتّى يَحِل الدَينُ، وإن كَانَ (۱) مُعسِرًا، استَسعَى العَبدَ (۱) في قِيمَتِه، فقَضَى بِه

(١) قوله: "فالبيع موقوف" لأن الراهن عاجز عن التسليم، فإن حق المرتهن في الحبس لازم، وإنما كان موقوفًا لحق المرتهن، فيتوقف على إجازته. (الجوهرة)

(۲) قوله: "فإن أجازه المرتهن جاز" لأن التوقف لحقه، وقد رضى بسقوطه، وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن، ينتقل حقه إلى بدله، وهو الثمن؛ لأن حقه تعلق بالمالية، والبدل له حكم المبدل، فصار كالعبد المديون إذا بيع برضاء الغرماء، ينتقل حقهم إلى البدل؛ لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسًا، فكذا هذا، وإن لم يجز المرتهن البيع وفسخه انفسخ في رواية حتى لو افتكه الراهن لا سبيل للمشترى عليه؛ لأن الحق الثابت للمرتهن عنزلة الملك، فصار كالمالك، له أن يجيز، وله أن يفسخ، وفي رواية: أن لا ينفسخ، وهي الصحيحة، فإن فسخه لا ينفسخ، فإن شاء المشترى صبر حتى يفتك الراهن الرهن إذ العجز على شرف الزوال، فإذا افتكه الراهن كان له أن يأخذه، وإن شاء المشترى صبر حتى يفتك الراهن الرهن إذ العجز على شرف الزوال، فإذا افتكه الراهن كان له أن يأخذه، وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي، وللقاضي أن يفسخ لفوات القدرة على التسليم، وولاية الفسخ إلى القاضي لا إلى المرتهن. ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه بيعًا ثانيا من غيره قبل أن يجيز المرتهن البيع الثاني موقوف أيضًا على إجازته؛ لأن الأول موقوف، والموقوف لا يمنع توقف الثاني، فإن أجاز المرتهن البيع الثاني جاز النائي. (الجوهرة)

- (٣) قوله: "جاز [أيضًا]. . . إلخ" لأنه زال المانع من نفوذ البيع، والمقتضى لنفاذ البيع موجود، وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل، كذا في "الهداية".
  - (٤) موسرًا كان أو معسرًا.
- (٥) قوله: "نفذ عتقه" أى عتق الراهن العبد المرهون، عن الشافعي فيه ثلاثة أقوال، أحدها ينفذ مطلقًا، والثاني لا ينفذ مطلقًا، والثاني لا ينفذ مطلقًا، والثالث: إن كان موسرًا ينفذ، وإلا لا، لأن في تنفيذه مع الإعسار إبطال حق المرتهن، بخلاف اليسار، وبهذا قال مالك وأحمد، وعندنا ينفذ؛ لأنه أعتق ملك نفسه، فلا يتوقف على إذن غيره، كذا في "رمز الحقائق"؛ ولأن الرهن عقد لا يزيل الملك عن الرقبة، فلا يمنع نفاذ العتق، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٦) قوله: "طولب. . . إلخ" لأن عليه إقامة غير الرهن مقامه، ولا معنى لإلزامه ذلك مع حلول الدين، فطولب بالدين، ولا سعاية على العبد إذا كان الراهن موسرًا، كذا في "الجوهرة".
- (٧) قوله: "أخذ منه قيمة العبد، فجعلت رهنًا مكانه" لأن سبب الضمان قد تحقق، وفي التضمين فائدة، وهي حصول الاستيثاق من الوجه الذي بين، ويحبسها إلى حلول الأجل، فإذا حل اقتضاه بحقه إذا كان من جنسه، وإن كان فيه فضل رده لانتهاء حكم الرهن بالاستيفاء، وإن كان أقل من حقه رجع بالزيادة لعدم ما يسقط. (التكملة)
  - (٨) الراهن.
- (٩) قوله: "استسعى العبد" في الأقل من قيمته ومن الدين، فقضي به الدين هذا إذا أعتقه بغير إذن المرتهن،

الدين، ثُم يَرجع العَبدُ عَلَى المَولَى (١)، وكذَ لكَ إن استَهلَكَ الرَاهنُ الرَهنُ الرَهنُ وإن استَهلَكَهُ أَجنبِي، فالمُرتَهِنُ هُو الخَصمُ في تَضمينه (١)، فيَأْخُذُ القِيمَةَ (١)، فيكونُ القِيمَةُ رَهنًا في يَده، وجنَايَةُ الرَاهِنِ عَلَى الرَهنِ مَضمُونَةٌ (٥)، وجنَايَةُ المُرتَهنِ عَلَيه تُسقِطُ مَن الدَينِ بقَدرِها(١)، وجِنَايَةُ الرَهنِ عَلَى الرَاهنِ، وعَلَى المُرتَهن، وعَلَى مَالهمَا (١)هَدرُ (٨)، وأجرَةُ

أما إذا أعتقه بإذنه فلا سعاية على العبد، كذا في الينابيع ، وإنما لزمه السعاية لأن الدين متعلق برقبته ، وقدسلمت له ، فإذا تعذر استيفاء الضمان من الرهن ، لزم العبد ما سلم له ، وإنما يسعى في الأقل من قيمته ، ومن الدين ! لأن الدين إذا كان أقل لم يلزم المولى أن يسلم أكثر منه ، فكذا العبد ، وإن كان الدين أكثر من القيمة ، فلم يسلم له أكثر من رقبته ، فكان عليه قيمة ما سلم له . وحاصله : أنه يسعى في الأقل من ثلاثة أشياء ، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا فينظر إلى قيمته يوم الرهن ، وإلى قيمته وقت العتق ، وإلى الدين ، فيسعى في الأقل من هذه الأشياء الثلاثة ، ثم يرجع على الراهن إذا أيسر بما يسعى ، وليس يثبت للعبد رجوع على سيده بما يسعى إلا في هذه الصورة ، وإذا سعى فحكمه في سعايته حكم الحر ، وإنما يلزمه السعاية إذا كان المعتق معسرًا حال العتق ، أما إذا كان موسرًا حال العتق وقع غير موجب كان موسرًا حال العتق ثم أعسر بعد ذلك قبل أداء الدين ، فلا سعاية على العبد ؛ لأن العتق وقع غير موجب للسعاية ، فلا يجب عليه في الثاني ، و تعتبر قيمته يوم العتق . (الجوهرة)

- (١) قوله: "ثم يرجع العبد على المولى" إذا أيسر؛ لأنه قضى دينه وهو مضطر فيه، ولم يكن متبرعًا، فصار كمعير الرهن. (من "التكملة")
- (٢) قوله: "وكذلك [أى ضمنه] إن استهلك الراهن الرهن" يعنى أن الراهن إذا أتلف وهو موسر، والدين حال، أدى القيمة في الحال، وإن كان مؤجلا أدى القيمة، وجعلت رهنًا مكانه حتى يحل الدين، والحاصل أن إتلاف الراهن كإعتاقه في الأحكام المذكورة، إلا أنه لا سعاية ههنا لاستحالة وجوبها على المالك. (من "التكملة" و"الفتح")
- (٣) قوله: "فالمرتهن هو الخصم . . . إلخ" لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه، فكذا في استرداد ما قام مقامه، يعنى أنه لو كانت العين باقية كان المرتهن هو الخصم في ردها إلى يده، كذلك هو الخصم في إعادة ما قام مقام العين إلى يده، كذا في "غاية البيان".
- (٤) قوله: "فيأخذ القيمة" أي قيمته يوم هلك، لا قيمته يوم قبض الرهن، فإن كانت قيمته يوم استهلكه خمسمائة، ويوم رهن ألفًا، غرم خمسمائة، وكانت رهنًا، وسقط من الدين، أي من دين المرتهن خمسمائة، فصار الحكم في الخمسمائة الزيادة، أي الزيادة على ما غرمه المستهلك كأنها هلكت بآفة، كذا في "الهداية".
  - (٥) لأنه بجنايته مزيل ليد المرتهن عن ما جني عليه. (ج)
- (٦) قوله: "تسقط من الدين . . . إلخ " يعنى إذا كان الضمان على صفة المدين ، أما إذا كان من خلافه ، فلا بد من التراضى ، ولأنه بالجناية عليه غاصب ، فيضمن قيمته بالغة ما بلغت ، فإذا ضمن جميع القيمة كان له المقاصة من ذلك بقدر دينه ، ويرد الفضل على الراهن ، كذا في " الجوهرة" .
- (۷) قوله: "وجناية الرهن على الراهن، وعلى المرتهن، وعلى مالهما هدر" يعنى لا يوجب شيئًا، أطلق الجواب، والمرادبه جناية لا توجب القصاص، وإن كانت توجبه فمعتبرة حتى يجب عليه القصاص، أما للمرتهن فظاهر، وأما للمولى فلأنه كالأجنبي عنه في حق الدم، إذ لم يدخل في ملكه إلا من حيث المالية، بخلاف ما

البَيت (١) الذي يُحفَظُ فِيه الرَهنُ (٢) عَلَى المُرتَهِنِ (٣) ، وأُجرَةُ الرَاعِي عَلَى الرَاهنِ (٤) ، ونَفَقَةُ الرَهنِ على الرَاهنِ (٤) ، ونَفَقَةُ الرَهنِ على الرَاهِنِ (٥) ، فَيكُونُ النَماءُ رَهنًا مَعَ الأَصلِ (٧) ، فإن هَلَكَ النَمَاءُ ، هَلَكَ (١) بغَيرِ شَيءٍ ، وإن هَلَكَ الأَصلُ ، وبَقِى النَمَاءُ افتَكَّهُ (٩) الرَاهِنُ بحِصَّتِه (١٠) ، ويُقسَّمُ

يوجب المال؛ لأن ماليته للمولى ومستحق للمرتهن، فلا فائدة في اعتبارها، إذ تحصيل الحاصل محال، بخلاف جناية المغصوب على المغصوب منه، حيث تعتبر عند أبى حنيفة؛ لأن الملك للغاصب يثبت مستنداً حتى يكون الكفن عليه، فتكون جنايته على غير مالكه، فاعتبرت، وهذا فيما إذا كانت جناية الرهن موجبة للدين على العبد لا دفع الرقبة إن كانت على غير الآدمى بلا خلاف في أصحابنا، وإن كانت موجبة لدفع الرقبة بأن كانت جنايته على الراهن على الآدمى في النفس خطأ، أو فيما دون النفس فكذلك عند أبى حنيفة، وقالا: إن كانت جنايته على الراهن فكذلك، وإن كانت على المرتهن فمعتبرة، فإن اختار أخذه ووافقه الراهن على ذلك أبطلا الرهن، لسقوط الدين بهلاكه، وإن لم يطالب بالجناية فهو رهن على حاله. (من "العيني")

- (٨) قوله: "هدر" أي ساقط عن درجة الاعتبار شرعًا، أما بالنسبة إلى الراهن فلا خلاف فيه؛ لأنه جناية المملوك على المالك، وكذا بالنسبة إلى مال المرتهن؛ لأن التطهير عن الجناية واجب عليه، فلا فائدة في وجوب الضمان، كذا في "جامع الرموز".
- (١) قوله: "وأجرة البيت. . . إلخ" لأن الرهن في ضمانه، فإن شرط الراهن للمرتهن أجراً على حفظ الرهن، لا يستحق المرتهن شيئًا؛ لأن الحفظ عليه، كذا في "الجوهرة".
  - (٢) وكذلك أجرة الحافظ.
- (٣) قوله: "على المرتهن. . . إلخ" والأصل فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن، سواء كان في الرهن فضل أو لا، لأن العين بقيت على ملكه، وكذا منافعه مملوكة له، وذلك مثل النفقة من مأكله ومشربه وأجرة الراعى وكسوة الرقيق، وأجرة ظئر ولد الرهن، وكرى النهر وسقى البستان وتلقيح نخلة وجذاذه والقيام بمصالحه، وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد الراهن، أو لرد جزء منه كمداواة الجرح، فهو على المرتهن، مثل أجرة الحافظ وأجرة البيت الذي يحفظه فيه. (من "العيني" و "التكملة")
  - (٤) لأن الرعى يحتاج إليه لزيادة الحيوان وغاءه، فصار كنفقته.
  - (٥) لقوله ﷺ: «له غنمه -أي منافعه- وعليه غرمه -أي نفقته وكسوته-» ولأنه ملكه فتكون على مالكه .
    - (٦) لأنه متولد من ملكه.
- (٧) قوله: "رهنًا مع الأصل" لأنه تبع له، والرهن حق متأكد، فيسرى إلى الولد، وإذا كان رهنًا مع الأصل فيكون للمرتهن حبسه، ويقسم الدين عليهما على قدر قيمتهما بشرط إن بقى النماء إلى وقت الفكاك، وإن هلك قبل ذلك لم يسقط بمقابلته، ويجعل كأنه لم يكن كما بينه الشيخ. واعلم أن كل ما يتولد من عين الرهن كالولد والتمر واللبن والصوف، أو يكون بدلا عن جزء من أجزاء عين الرهن، كالأرش والعقر، يسرى إليه حكم الرهن، ويكون رهنًا مع الأصل، وما لم يكن متولدا من عينه، ولا بدلا من أجزاء عينه كالكسب والأجر والهبة والصدقة لا يسرى إليه حكم الرهن. (العيني ورد المحتار وغيرهما)
  - (٨) لأن الاتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل لعدم دخولها تحت العقد مقصودًا. (التكملة والفتح)
    - (٩) يقال: افتك الرهن وافتكه، إذا أخرجه من يد المرتهن وخلَّصه الراهن. (الفاتح)

الدَينُ عَلَى قِيمَةِ الرَهنِ يَومَ القَبضِ (۱)، وعَلَى قِيمَةِ النَمَاءِ يَومَ الفَكَاكِ، فَمَا أَصَابَ الأَصلَ سَقَطَ من الدَينِ بقَدرِه (۲)، ومَا أَصَابَ النَمَاءَ افتَكَّهُ الرَّاهِنُ به (۳)، ويَجُوزُ الزِيادَةُ (۱) في الرَهنُ (۵)، ولا يَجُوزُ الزِيادَةُ في الدَينِ (۱) عِندَ أبى حَنِيفَةَ ومُحَمَّدٍ رَحِمَهُ مَا اللهُ، ولا يَصِيرُ الرَهنُ رَهنا بهما .

## وقَالَ أَبُويُوسُفَ: هُوَ جَائِزٌ، وإذَارَهَنَ عَينًا وَاحِدَةً عِندَ رَجُلَين بدَينٍ لكُلَّ وَاحِد

(١٠) قوله: "بحصته" أى بحصته من الدين؛ لأنه صار مقصودًا بالفكاك والتبع إذا صار مقصودًا يكون له قسط، كولد المبيع لا حصة له من الثمن، ثم إذا صار مقصودًا بالقبض، صار له حصة حتى إذا هلكت الأم قبل القبض، وبقى الولد كان للمشترى أن يأخذ الولد بحصته من الثمن، ولو هلك قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن. (تكملة البحر الرائق)

(۱) قوله: "ويقسم الدين . . . إلخ" وإنما قسم على قيمة الأصل يوم القبض ؛ لأن الرهن دخل في ضمانه بالقبض ، فاعتبرت قيمته عنده ، وإنما اعتبرت قيمة النماء يوم الفكاك ؛ لأن النماء قبل الفكاك غير مضمون عليه ، وبالفكاك يضمن ، فاعتبرت قيمته يوم دخوله في الضمان ، فإن لم يفتكه الراهن بعد هلاك الأم ، حتى مات ذهب بغير شيء ، وصار الولد كأن لم يكن ، وسقط الدين بهلاك الأم ؛ لأنه لا حصة للولد قبل الفكاك .

وصورة المسألة: رجل رهن شاة تساوى عشرة بعشرة، فولدت ثم هلكت، قسم الدين على قيمة الشاة يوم رهنت وعلى قيمة الشاة يوم رهنت وعلى قيمة الولد في الحال، فإن كانت قيمته في الحال عشرة، هلكت الشاة بحصتها، وهو نصف الدين خمسة دراهم، فإن ازدادت قيمة الولد بعد هلاك الأم حتى صارت تساوى عشرين بطلت تلك القسمة، وتبين أن حصة الأم كانت ثلاثة وثُلثا، ولو صارت قيمة الولد ثلاثين تبين أن حصة الأم الربع، ولو انتقصت قيمة الولد بعد ذلك حتى صارت خمسة، تبين أن حصة الأم ثلاثا الدين، وهي ستة وثلثان. (الجوهرة)

- (٢) لأنه لا يقابله الأصل مقصوداً.
  - (٣) لكونه مقصودًا بالفكاك.
- (٤) قوله: "ويجوز الزيادة... إلخ" مثل أن يرهن ثوبًا بعشرة يساوى عشرة ثم يزيد الراهن ثوبًا آخر ليكون مع الأول رهنًا بعشرة، جاز عند علماءنا، كذا في "العناية"، فإذا صحت الزيادة في الرهن يقسم الدين على قيمة الأولى يوم القبض، وعلى قيمة الزيادة يوم قبضها خمسمائة، وقيمة الأولى يوم القبض ألفًا، والدين ألفًا، يقسم الدين أثلانًا يكون في الزيادة ثلث الدين، وفي الأصل ثلثاه. (الجوهرة)
  - (٥) عندنا، لا عندزفر. (ج)
- (٦) قوله: "ولا يجوز الزيادة في الدين" لأن الزيادة في الدين ترك الاستيثاق، وهو يكون منافيا لعقد الرهن، ولأن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن، وهو غير مشروع، فلا يصير الرهن رهناً بالدين الحادث، بل يصير كل الرهن بمقابلة الدين السابق، فإن هلك العبد الرهن يسقط الدين الأول، ويبقى الثاني بلا رهن، خلافًا لأبي يوسف، فإن عنده تجوز الزيادة في الدين، فيسقط بموت العبد الدينان قياسًا على جانب الآخر، ولأن الدين في باب الرهن كالثمن في المبيع، والرهن كالمشمن، فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع، كذا في "المجمع".

منهُمَا ('')جَازَ، وجَميعُهَا رَهنٌ عندَ كُلَّ وَاحد منهُمَا ('')، والْمَضمُونُ عَلَى كُلَّ وَاحد مِنهُمَا ('') منهُمَا وَينَه كَانَ كُلَّهَا رَهنًا في يَد الأَخرِ ('')، حَتَّى يَستَوفِي حَصَّةُ دَينِه مِنهَا '')، فإن قَضَى (<sup>(\*)</sup>أَحَدُهُمَا دَينَه كَانَ كُلَّهَا رَهنًا في يَد الأَخرِ ('')، حَتَّى يَستَوفِي دَينَه، ومَن بَاعَ عَبدًا عَلَى أَن يُرهِنهُ الممشترِي بالثَمنِ شَيئًا بعَينِه ('')، فامتَنعَ الممشترِي من تَسلِيم الرَهنِ، لم يُجبَر عَلَيه (<sup>(\*)</sup>، وكَانَ البَائِعُ بالخِيارِ إِن شاءَ رَضِي بَتَرك الرَهنِ، وإِن شاءَ فَسَخ البَيع (<sup>(\*)</sup>) إلا أَن يَد فَعَ الممشترِي الثَمنَ حَالاً ('')، أو يَد فَعَ قِيمَةَ الرَهنِ ('')، فيكُونُ رَهنًا، وللمُرتَهِنِ

(١) عليه.

(٢) قوله: "وجميعها رهن . . . إلخ" لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة ، ولا شيوع فيه ،
 كذا في "الجوهرة" .

(٣) قوله: "والمضمون. . . إلخ" لأن عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفيًا حصته، إذ الاستيفاء مما يتجزىء، كذا في "الجوهرة".

(٤) أي من العين.

(٥) الراهن.

(٦) قوله: "كلها رهنًا في يد الآخر حتى يستوفى" لأن جميع العين رهن في يد كل واحد منهما، فلا يكون له استرداد شيء منه مادام شيء من الدين باقيًا، كما إذا كان المرتهن واحدًا، فلو هلك الرهن عند الذي أدى دينه، فللراهن أن يسترد ما أدى؛ لأن ارتهان كل واحد منهما باقي ما لم يصل الرهن إلى الراهن، إذ كل واحد كالعدل في حق الآخر، فيصير كل واحد منهما عند الهلاك مستوفيًا دينه من نصف مالية الرهن، فيسترد ما أعطاه كيلا يتكرر الاستيفاء. (فتح الله المعين)

(٧) قوله: "ومن باع عبداً على أن يرهنه المشترى. . . إلخ" أما جواز شرط الرهن في البيع، فهو استحسان، والقياس أن يفسد البيع؛ لأنه شرط في العقد منفعة للبائع لا يقتضيها العقد؛ ولأنه صفقة في صفقة، وهو منهى عنه، ووجه الاستحسان أن الثمن الذي به رهن أوثق من الثمن الذي لا رهن به، فصار ذكر ذلك صفة في الثمن، وشرط صفات الثمن لا يفسد العقد؛ لأنها مرغوبة، وهذا إذا كان معينًا، أما إذا لم يعين الرهن في المجلس، فاسد، ولهذا شرط الشيخ بقوله بعينه، ولو شرط في البيع رهنًا مجهولا، واتفقا على تعين الرهن في المجلس، جاز العقد. (الجوهرة)

(٨) قوله: "لم يجبر عليه" هذا قولنا، وقال زفر: يجبر؛ لأن الرهن إذا شرط في البيع صار حقًا من حقوقه، ولنا أن الرهن عقد تبرع من جانب الراهن، ولا إجبار على التبرعات، ولكن البائع بالخيار على ما ذكره الشيخ؛ لأنه ما رضى إلا به، فيخير لفواته إلا أن يدفع الثمن حالا لحصول المقصود. (الجوهرة)

(٩) فحينتذ لا خيار للبائع.

(١٠) لحصول المقصود وهو استيفاء الحق.

(١١) قوله: "أو يدفع قيمة [لأن يد الاستيفاء ثبت على المعنى وهو القيمة]. . . إلخ "وفي بعض الفوائد المراد بالقيمة الدراهم والدنانير؛ لأن قيمة الشيء ما يقوم مقامه، وكأنها هو، أما إذا أراد أن يرهن مكانه عينًا آخر، فحينئذ يحتاج إلى رضاء المرتهن، كذا في "الكفاية".

أن يَحفَظَ الرَهنَ بنفسه وزَوجَته ووَلَده (۱) و خَادمه (۱) الذي في عياله، وإن حَفظَهُ بغيرِ مَن هُو في عياله، أو أو دَعَهُ ضَمنَ الآسَ وإذَا تَعَدّى المُرتَهِنُ في الرَهنِ (١) ضَمنَه ضَمَانَ الغَصب بحَميع قيمَته (٥) وإذَا أعَارَ المُرتَهِنُ الرَهنَ للرَاهنِ فقَبَضَه، خَرَجَ مِن ضَمَانِ المُرتَهِنِ (١) بجَميع قيمَته (٥) وإذَا أعَارَ المُرتَهِنُ الرَهنَ فقبَضَه، خَرَجَ مِن ضَمَانِ المُرتَهِنِ (١) فإن هَلَكَ في يَد الرَاهِنِ هَلَكَ بِغيرِ شَيء (١) وللمُرتَهِنِ أن يسترجعَه إلى يَده، فإذَا أخذَهُ عَادَ الضَمَانُ عَليه (٨) وإذَا مَاتَ الرَاهِنُ بُاعَ وصية الرَهنَ ، وقضَى الدَينَ (١) فإن لَم يَكُن لَه وَصي نَصَبَ القَاضَى (١) لَه وَصيًا، وأمَرَهُ ببيعه .

 (٤) قوله: "وإذا تعدى المرتهن . . . إلخ" فإن قيل : قد مرت هذه المسألة قبيل هذا، وهو قوله : وجناية المرتهن على الرهن تسقط من الدين بقدرها .

قلنا: الذي مرّ جناية المرتهن على الرهن بأن قطع أصبعه، أو قطع يده، وأما ههنا تعدى المرتهن على الرهن بأن تلف كل الرهن، فيكون جناية على النفس، والذي مرّ جناية على الطرف، فلا يودي إلى التكرار. (الفاتح)

- (٥) قوله: "ضمنه ضمان الغصب. . . إلخ" لأنه بالتعدى خرج من أن يكون ممسكًا له بالإذن، وصار كأنه أخذه بغير إذنه، فيصير غاصبًا، ولأن الزيادة على مقدار الدين أمانة، والأمانات تضمن بالتعدى. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "خرج من ضمان المرتهن" لأنه باستعارته وقبضه من المرتهن أزال القبض الموجب للضمان. (الجوهرة)
  - (٧) لفوات القبض المضمون. (ج)
- (٨) قوله: "عاد الضمان عليه" يعنى بغير استئناف عقد؛ لأن قبض العارية لا يتعلق به الاستحقاق، فبقى الرهن على ما هو عليه، ولو مات الراهن والرهن في يده عارية، فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء. (الجوهرة)
   (٩) لأن وصيّه قائم مقامه. (ج)
- (١٠) قوله: "نصب القاضي" هذا إذا كان ورثته صغارًا، أما إذا كانوا كبارًا فهم يخلفون الميت في المال، فكان عليهم تخليصه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١) يعني ولده الكبير الذي في عياله. (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "وخادمه [المراد بالخادم هو الحر الذي آجر نفسه. (ج)]" كأجير الخاص الذي استأجره مشاهرة أو مسانهة لا مياومة، والمعتبر فيها المساكنة، ولا عبرة بالنفقة حتى إن المرأة إذا أودعت وديعة، فدفعت الوديعة إلى زوجها لا تضمن، وإن لم يكن الزوج في نفقتها؛ لأنهما يسكنان معًا، كذا في "الزيلعي".

<sup>(</sup>٣) قوله: "ضمن" لأن يد المرتهن غير أيديهم، فصار بالدفع متعديا، كذا في "الجوهرة"، ولأن الأيدى تختلف بالحفظ والأمانة، والمالك لم يأذن له في ذلك فيضمن، فالرهن بمنزلة الوديعة في يده، فما لا يجوز في الوديعة من التصرف، فإنه لا يجوز في الرهن، وما جاز في الوديعة جاز في الرهن، كذا في "غاية البيان"، وهل للراهن أن يضمن المودع؟ قال أبو حنيفة: لا، وعندهما إن شاء ضمنه، فإن ضمنه رجع على المودع، كذا في "الجوهرة".

### كتابُ الحَجْرِ (١)

<sup>(</sup>١) قوله: "كتاب الحجر" مناسبة هذا الكتاب بما قبله وهو أن الراهن إذا ذهب على سنن الشرع يحبس ماله برضاه، وهو الرهن، وأما إذا لم يجر على سنن الشرع يحبس الشرع ماله بدون رضاه، وكذلك المحجور يمنع من التصرف، هذا هو المناسبة بينهما، كذا في "الفاتح".

والحجر في اللغة المنع، ومنه سمى الحجر لصلابته؛ لأنه يمنع العين عن أن تؤثر فيه، ومنه سمى الحطيم حجراً لأنه منع عن البيت، وفي الشرع: عبارة عن منع التصرفات على وجه يقوم الغير فيه مقام المحجور عليه. (العيني) (٢) المثبتة.

<sup>(</sup>٣) قوله: "ولا يجوز تصرف الصغير [لنقصان عقله] إلخ" المراد به الصبى الذي يعقل، أما غيره فلا يجوز، ولو أذن له وليه، وتفسير العاقل أن يعلم أن البيع سالب، والشراء جالب، ويعلم أنه لا يجتمع المثمن والثمن في ملك واحد. قال في شاهان: ومن علامة كونه غير عاقل إذا أعطى الحلوائي فلوسًا فأخذ الحلوى، وجعل يبكى ويقول: أعطني فلوسى، فهذا علامة كونه غير عاقل، وإن أخذ الحلوى وذهب، ولم يسترد الفلوس، فهو عاقل، كذا في "الجوهرة"، والمراد من عدم الجواز عدم النفاذ لا عدم الانعقاد بقرينة قوله: إلا بإذن وليه.

<sup>(</sup>٤) المراد به الذي لا يفيق أصلا، أما إذا كان يفيق ويعقل في حال إفاقته، فتصرفه في حال إفاقته جائز. (ج) (٥) أي في جميع الأحوال، أي سواء أذن له فيه أم لا؟ (ج)

<sup>(</sup>٦) قوله: "هؤلاء... إلخ" المراد من هؤلاء الصبى والرقيق، أطلق لفظ الجمع على الاثنين وهو جائز، كما في قوله تعالى ﴿ فَإِن كَانَ لَه إِ خَوَة ﴾ والمراد الإخوان، كذا في "الجوهرة"، وقيل: المراد بهؤلاء الصبى والعبد والمجنون الذي يجن ويفيق، وهو المعتوه لا الذي ذهب عقله، فإن تصرفه لا يصح وإن عقبه الإجازة لعدم الانعقاد، كذا في "الكفاية".

<sup>(</sup>٧) قوله: "وهو يعقل البيع ويقصده . . . إلخ" أي ليس بهازل ولا خاطئ، فإن بيع الهازل لا يصح وإن أجازه الولى . (الجوهرة النيرة)

 <sup>(</sup>٨) قوله: "بالخيار . . . إلخ" لأن التوقف في العبد لحق المولى ، فيتخير فيه ، وفي الصبي والمجنون نظرًا لهما ، فيتحرّى مصلحتهما فيه ، كذا في "الهداية" .

<sup>(</sup>٩) قوله: "في الأقوال دون الأفعال" لأن أثر التصرف القولي لا توجد في الخارج، بل أمر يعتبره الشرع كالبيع ونحوه، فإذا لم يوجد في الخارج جاز أن يعتبر عدمه، بخلاف التصرف الفعلي الصادر لا عن الجوارح، فإنه لما كان موجودًا خارجًا لم يجز اعتبار عدمه، كالقتل وإتلاف المال. ثم الأقوال ثلاثة أقسام: قسم يتردد بين

تَصِحُّ عُقُودُهُمَا، ولا إقرَارُهُمَا ('') ولا يَقَعُ طَلاقُهُمَا، ولا إعتَاقُهُمَا ('') فإن أَتْلَفَا شَيئًا لَزِمَهُما ضَمَانُه ('') وأمّا العَبدُ فأقوَ الله نَافِذَةٌ في حَقّ نَفسِهِ (''غَيرُ نَافِذَة (') في حَقّ مَولاهُ، فإن أقرّ بَال لَزِمَه بَعدَ الْحُرّيَة ('') ولَم يَلزَمْهُ في الحَالِ ('')، وإن أقرّ بحَدّ أُوقِصاص (^')، لَزِمَه في الحَالِ (<sup>(ף)</sup>،

النفع والضرر كالبيع والشراء، وقسم تمحض ضرراً كالطلاق والعتاق في حق الصغير والمجنون دون العبد، فإنه يمكنه الطلاق، وقسم يتمحض نفعا كقبول الهبة والصدقة والهدية، فالمراد بالأقوال ههنا القسم الأول والثاني، فالحجر في الأول يوجب التوقف وفي الثاني يوجب الإعدام من الأصل، لا الثالث فإنه لا حجر فيها.

وأراد المصنف بقوله: دون الأفعال أفعالا لم يتعلق بها حكم يندر عبالشبهات، أما إذا كان الفعل يتعلق به حكم يندر عبالشبهات، كالصبى والمجنون إذا زنى أو قتل حكم يندر عبالشبهات، كالصبى والمجنون إذا زنى أو قتل فهو محجور عليه بالنسبة لحكم الزنا، وهو الحد، وبالنسبة لحكم القتل وهو القصاص. (ملتقط من "التكملة" و"الفتح" وغيرهما)

- (۱) قوله: "وأما الصبى والمجنون لا تصبح عقودهما" مطلقًا لا بمال، ولا إقرارهما بحدً من الحدود ولا بالطلاق ولا بالعتاق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق»، وظاهره يقتضى أن لا يتعلق بأقوالهما حكم، ولأن اعتبار الأقوال فى الشرع منوطة بالأهلية، وهى معدومة فيهما، حتى لو تعلق بإقرارهما حكم شرعى كالحد، لا يعتبر أيضًا إلا من حيث إنه إتلاف، فيجب الضمان، لا يقال: هذا الحكم أى عدم اعتبار إقرارهما علم من قول المصنف: توجب الحجر فى الأقوال دون الأفعال؟ لأنا نقول: إنما علم منه بطريق التضمن، والتصريح أبلغ منه، فلذا ذكره. (التكملة والعينى وملامسكين)
- (٢) قوله: "ولا يقع طلاقهما [لقوله عليه السلام: «كل طلاق واقع إلا طلاق الصبى والمعتوه» كذا في المجوهرة"]. . . إلنخ "ويعنى بالطلاق طلاق امرأته، أما إذا وكل الرجل صبيًا بطلاق امرأته، فطلقها طُلقت امرأة الموكل، وكذلك العتاق إذا وكل الرجل بإعتاق عبده صبيًا، فأعتقه عتق عبد الموكل، ويعنى أيضًا بالعتاق إذا كان بالقول، أما إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه. (الجوهرة وغيرها)
- (٣) قوله: "لزمهما ضمانه" لما ذكر أنهم غير محجورين في حق الأفعال، إذ لا يمكن أن يجعل القتل غير القتل، والقطع غير القطع، فترتب عليه موجبه، كذا في "تبيين الحقائق".
  - (٤) لقيام أهليته . (ج)
- (٥) قوله: "غير نافذة" رعاية لجانب المولى؛ لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته أو كسبه، وكل ذلك مال المولى، كذا في " الجوهرة".
  - (٦) لوجود الأهلية وزوال المانع. (ج)
  - (٧) لقيام المانع وهو حق المولى. (ج)
- (٨) وإن أقر بحد أو قصاص" فإن قيل: قال ﷺ: «لا يملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق»، و "شيئًا " نكرة في سياق النفي فتعم، فيقتضي أن لا يملك الإقرار بالحدود والقصاص، قلنا: لما بقي على أصل الحرية في حقهما يكون إقراره بها إقرار بالحرية لا بالعبدية. (الفتح والتكملة)
- (٩) قوله: "لزمه في الحال" لأنه يبقى على أصل الحرية في حق الدم حتى لا يصح إقرار المولى عليه بذلك، كذا في "الهداية"، وبيانه: أن الحدود والقصاص من خواص آدميته، وهو ليس بمملوك من حيث إنه آدمي،

ويَنفُذُ طَلاقُه (١)، ولا يَقَعُ طَلاقُ مَولاه (٢) عَلَى امرَأته.

وقَالَ أَبُو حَنِيَفَةَ رَحِمَهُ اللهُ: لا يُحجَرُ عَلَى السَفِيهِ (١) إِذَا كَانَ عَاقِلا بَالِغًا حُرًّا، وتَصرُّفُه فى مَالِه جَائِزٌ (١) وَإِن كَانَ مُبَدِّرًا (١) مُفسدًا (١) يُتلفُ مَالَه فى مَا لا غَرَضَ لَه فيه، ولا مَصلَحة، مثلَ أَن يُتلفُ مَالا غَرَضَ لَه فيه، ولا مَصلَحة، مثلَ أَن يُتلفَ أَن يُتلفَ فى البَحرِ، أو يُحرِقه فى النّارِ، إلا أنَّه قَالَ: إذَا بَلَغَ الغُلامُ غَيرَ رَشَيد (١) لم يُسلَم إلَيه مَالُه، حَتّى يَبلُغَ خَمسًا وعشرينَ سَنَةً (١) وإن تَصرَّف فيه قَبلَ ذَلكَ، نَفَذَ تَصرَّفُه (١) فإذَا بَلغَ حَمسًا وعشرينَ سَنَةً ، سُلِم إلَيه مَالُه (١٠)، وإن لَم يُؤنَس مَنهُ الرُشدُ (١١).

وإن كان مملوكًا من حيث إنه مال، ولهذا لا يصلح إقرار المولى عليه فإذا بقى على أصل الحرية فيهما ينفذ إقراره فيهما، لأنه أقر بما هو حقه، وبطلان حق المولى ضمني، كذا في "الكفاية".

- (١) لقوله عليه السلام: «لا يملك العبد شيئًا إلا الطلاق».
- (٢) قوله: "ولا يقع طلاق مولاه" لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطلاق بيد من ملك الساق» ولأن الحل حصل للعبد، فكان الرفع إليه دون المولى، كذا في "الجوهرة".
  - (٣) وهو خفيف العقل الجاهل بالأمور الذي لا يتميز له العامل، بخلاف موجب الشرع.
    - (٤) لأنه مخاطب عاقل. (ج)
    - (٥) سواء كان يبذر ماله في الخير والشر. (ج)
      - (٦) تفسير لقوله: مبذرًا. (ج)
- (٧) قوله: "غير رشيد [أى سفيهًا]" ومعنى الرشد أن ينفق المال فيما يحل ويمسك عما يحرم، ولا يتصرف فيه بالتبذير والإسراف. (ملا مسكين)
- (٨) قوله: "حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة" إنمّا قدّر بخمس وعشرين سنة؛ لأنه حال كمال لبّه، وقد روى عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال: ينتهى لُب الرجل إذا بلغ خمسا وعشرين سنة، وقال أهل الطبائع: من بلغ خمسا وعشرين فقد بلغ رشده، ألا ترى أنه بلغ سنًا يتصور أن يصير جدّا.

وبيانه: إن أدنى مدة يبلغ فيها الغلام اثنتاً عشرة سنة، يتزوج وتحبل له فتلد امرأته لستة أشهر، فيكبر ولده، ويبلغ في اثنتي عشرة سنة، ثم يتزوج وتحبل له، فتلد امرأته لستة أشهر، فذلك خمس وعشرون سنة، ومحال أن يكون جدًا ولم يبلغ أشده. (العيني والفتع والجوهرة)

- (٩) قوله: "نفذ تصرفه" أى نفذ تصرف غير الرشد قبل الأجل المذكور، فينفذ بيعه وشراءه حتى لو باع شيئًا من ماله صح، ويأمر القاضى وصيه بدفعه إلى المشترى، وإن اشترى شيئًا بأمره أيضًا، يدفع الثمن إليه قال فى "الجوهرة": ولا يقال: كيف يجوز تصرفه فى المال وهو ممنوع من قبضه؟ لأن مثل ذلك لا يمتنع، ألا ترى أن المبيع فى يد البائع يمنع المشترى من قبضه قبل تسليم الثمن وقبضه، ولو أعتقه جاز -انتهى-. (الفتح وملا مسكين)
- (١٠) قوله: "سلّم إليه ماله وإن لم يؤنس" لأن منع المال عنه بطريق التأديب، ولا تأديب في هذه المدة غالبًا، كذا في "الجوهرة".
- (١١) وقالا: لايدفع إليه ماله أبدًا أي زمانًا طويلاحتي يؤنس رشده، ولايجوز تصرفه فيه كذا في "الهداية".

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ: يُحجَرُعَلَى سَفِيه، ويُمنَعُ مِن التَصَرُّف فى مَالِه (۱) فإن بَاعَ لَم يُنفّذ بَيعُه فى مَالِه، وإن كَانَ فِيهِ مَصلَحةٌ أَجَازَهُ الحَاكِمُ (۲) وإن أعتَق عَبدًا نَفَذَ عِتقُه (۱) وكَانَ عَلى العَبد أن يَسعَى فى قيمته (۱) وإن تَزوّج امرَأَةً جَازَ نكَاحُه (۱) فإنْ سَمّى لَهَا مَهرًا، جَازَ مِنهُ مِقدارُ مَهرِ مِثلَهَا (۱) ، وبَطَلَ الفَضل (۱) . وقَالا رَحِمَهُمَا اللهُ فِيمَن بَلغَ عَيرَ رَشيد (۱) ؛ لا يُدفَعُ إليه مَالُه أبدًا (۱) حَتّى يُؤنَسَ مِنهُ الرُشدُ (۱) ، ولا يَجُوزُ تَصَرّفُه فِيه، وتُحرَجُ الزَّكَاةُ مَنَ مَال السَفيه (۱۱) ، ويُنفَقُ عَلَى أولادِه وزَوجَته (۱۲) ، ومن يَجبُ نَفَقتُه عَليه من وتُخرَجُ الزَّكَاةُ مَنْ مَال السَفيه (۱۱) ، ويُنفَقُ عَلَى أولادِه وزَوجَته (۱۲) ، ومن يَجبُ نَفَقتُه عَليه من

<sup>(</sup>١) لأنه مبذر ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل، فيججر عليه اعتبارًا بالصبي، بل حجره أولى من الصبي. (الهداية)

<sup>(</sup>٢) قوله: "أجازه الحاكم. . . إلخ" يعنى إذا كان الثمن قائمًا في يد السفيه، وفيه ربح، أو مثل القيمة، فأما إذا ضاع الثمن في يد السفيه لا يجبره القاضي، كذا في "المبسوط"، وإنما قيّد بالحاكم؛ لأن تصرف وصى أبيه عليه لا يجوز، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٣) قوله: "نفذ عتقه [لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه. (ج)]" لأن الأصل عندهما أن كل تصرّف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر، وما لا فلا؛ لأن السفيه في معنى الهازل من حيث إن الهازل يخرج كلامه لا على نهج كلام العقلاء لأتباع هواه، والعتق مما لا يؤثر فيه الهزل، فيصح منه، كذا في " الجوهرة ".

 <sup>(3)</sup> قوله: "أن يسعى في قيمته [وهو الصحيح، كذا في "رد المحتار"]" لأن الحجر بمعنى النظر، وذلك في
رد العتق إلا أنه متعذر لعدم قبوله الفسخ، فيجب رده برد القيمة، كذا في "الزيلعي".

<sup>(</sup>٥) قوله: "جاز نكاحه [لأنه مما لا يؤثر فيه الهزل، فلا يؤثر فيه السفه. (الهداية)]" وله أن يتزوج أربعًا مجتمعات ومتفرقات، قال في "الهداية": لأنه لا يؤثّر فيه الهزل، ولأنه من حواثجه الأصلية، قال محمد: المحجور يزرج نفسه، ولا يزوج ابنته، ولا أخته؛ لأنه محجور عليه في حق غيره. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) لأنه من ضرورات النكاح.

<sup>(</sup>٧) لأنه لا ضرورة فيه.

<sup>(</sup>٨) وإن صار شيخًا، وبه قالت الأئمة الثلاثة، كذا في "رد المحتار".

<sup>(</sup>٩) قوله: "أبدًا" لقوله تعالى: ﴿وَلا تُؤتُوا السَّفَهَاءَ أَمُوالَكُم﴾ نهانا عن الدفع إليه ما دام سفيهًا، كذا في "الزيلعي".

<sup>(</sup>١٠) قوله: "حتى يؤنس منه الرشد" لقوله تعالى: ﴿فَإِن آنَستُم منهُم رُشدًا فَادفَعُوا إِلَيهِم أَمُواَلَهُم﴾ أمر بالدفع إن وجد منهما الرشد، فلا يجوز الدفع قبل وجوده، وبه قالت الثلاثة رحمهم الله، كذا في "العيني".

<sup>(</sup>١١) قوله: وتخرج الزكاة [لأنها واجبة عليه. (الفاتح)]وفي "الهداية": يدفع القاضي قدر الزكاة إليه ليفرقها إلى مصرفها؛ لأنها عبادة، ولا بد فيها من نيته، ولكن يبعث معه أمينًا كي لا يصرفه في غير وجهه. (الجوهرة) (١٢) لأن إحياء ولده وزوجته من حوائجه.

ذُوى الأرحَامِ<sup>(۱)</sup>، فإن أَرَادَ حَجَّةَ الإسلامِ لم يُمنَع مِنهَا (۲)، ولا يُسلِّمُ القَاضِي النَفَقَةَ إلَيه، ولكن يُسلِّمُها إلى ثِقةِ من الحَاجَّيُنفِقُهَا عَلَيهِ في طَرِيقِ الحَجَّ<sup>(۲)</sup>، فإن مَرِضَ، فأوصَى بِوَصَايَا في القُربِ وأبوَابِ الخير<sup>(۱)</sup>، جَازَ ذَلِكَ من ثُلُثِ مَالِه (٥).

وبُلُوغُ الغُلامِ بالاحتلامِ والإنزَالِ، والإحبَالِ إذَا وَطِئ (١٠)، فإن لَم يُوجَد ذَلِكَ (١٠)، فحَتَّى يَتِم لَه ثَمَانِي عَشَرَةَ سَنَة (٨) عِندَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وبُلُوغُ الجَارِيَةِ بالحَيضِ والاحتِلام

(١) لأن الإنفاق على ذي الرحم واجبة عليه حقًّا لقرابته، والسفه لا يبطل حقوق الناس. (الجوهرة وغيرها)

(٢) قوله: "فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها" لأنها واجبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه، وإن أراد أن يعتمر عمرة واحدة، لم يمنع منها استحسانًا، ولم يمنع من القران، لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهما، فلا يمنع من الجمع بينهما. (الجوهرة)

(٣) لأنه لا يؤمن منه إتلاف ما يدفع إليه، فيحتاط في ذلك بدفعها إلى ثقة يقوم بذلك. (ج)

(٤) قوله: "في القرب وأبواب الخير . . . إلخ "والفرق بينهما أن القربة هي ما تصير عبادة بواسطة ، كبناء السقاية والمساجد والقناطر والرباطات ، وأبواب الخير عام يتناول القربة وغيرها كالكفالة والضمان ، فكان أبواب الخير أعم من القرب، وقيل: القربة هي الوسيلة إلى العبادة ، وأبواب الخير يتناول العبادة والوسيلة .

والفرق بين الكفالة والضمانة أن الضمان ما لا يكون كفالة، بأن قال أجنبي: خالع امرأتك على ألف على أنى على أنى ضامن، أو بع عبدك من فلان على الضامن لا على المشترى والمرأة -فافهم- والله أعلم. (الجوهرة)

(٥) لأن الوصية مأمور بها من قبل الله تعالى، فلا يمنع منها. (ج)

(٦) قوله: "وبلوغ الغلام. . . إلخ "البلوغ في اللغة: الوصول، وفي الاصطلاح: انتهاء حد الصغر، ولما كان الصغر أحد أصباب الحجر، وجب بيان انتهاءه، وبلوغ الغلام بأحد ثلاثة أشياء: الاحتلام والإحبال والإنزال؛ لانها أمارات البلوغ، وهذا بالإجماع، أما الاحتلام فلقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتم بعد الاحتلام، وأما الإنزال فظاهر، وكذا الإحبال؛ لأنه لا يكون إلا مع الإنزال، فجعل علامة البلوغ، والتقييد بالاحتلام ونحوه يفيد أنه لا اعتبار بنبات العانة، ولهذا قال في "غاية البيان": نبات العانة لا يدل على البلوغ خلافًا للشافعي.

وعن أبى يوسف في غير رواية الأصول أنه اعتبر نبات العانة، وأما نهود الثدى فذكر الحموى أنه لا يحكم به في ظاهر الرواية، وكذا ثقل الصوت، كما في "شرح نظم الهاملي"، وكذا شعر الساق والإبط والشارب، كذا في "الفتح والعيني"، وقال في "الجوهرة": وهذا البلوغ الأعلى، وأما الأدنى فأقل ما يصدق فيه الغلام اثنتا عشرة سنة، والأنثى تسع.

(٧) أي واحد من الأشياء المذكورة.

(٨) قوله: "فحتى يتم له . . . إلخ "الفاء لجزاء الشرط، وتقديره: فلا يحكم ببلوغه حتى يتم له ثمانى عشرة سنة عند أبى حنيفة رحمه الله، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقرَبُوا مَالَ البَتِيمِ إِلا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتّى يَبلُغَ أَشُدّهُ، وأشد الصبى على ما قاله القتبى تبعًا لابن عباس رضى الله عنه ثمانى عشرة سنة، وقبل: اثنتان وعشرون، وقبل: خمس وعشرون، وأقل ما قالوا: هو الأول، فوجب أن يدار الحكم عليه للاحتياط، وفي رواية عن الإمام في الغلام: تسع عشرة سنة، وقبل: لأنه لا يتم له ثمانى عشرة تسع عشرة سنة، وقبل: لأنه لا يتم له ثمانى عشرة

والحَبَلِ(١)، فإن لَم يُوجَد، فحَتَّى يَتِمَّ لَهَا سَبِعَةَ عَشْرَ سَنَّةً.

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ: إذَا تَمَّ للغُلامِ والجَارِيَةِ خَمسَ عَشَرَةَ سَنَةً ''، فقد بَلَغَا اللهُ وإِذَا رَاهَقَ '' الغُلامُ والجَارِيَةُ، فأشكَلَ أمرُهُمَا في البُلُوغِ، فقَالا: قد بَلَغنَا، فالقَولُ قَولُهُمَا (٥)، وأحكَامُهُمَا أحكَامُ البَالغينُ '١).

وقَالَ أَبُو حَنِيَفةَ رَحِمَهُ اللهُ: لا أحجُرُ في الدّينِ عَلَى الْمُفلِسِ (٧)، وإذَا (٨) وَجَبَت

إلا ويطعن في التاسع عشرة، وقيل: فيه احتلاف رواية حقيقة؛ لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة. (الفتح والعيني والفاتح)

(۱) قوله: "وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل" أى بأحد الثلاثة، وهذا أيضاً بالإجماع، أما الحيض فلأنه يكون في أوائل الحبل عادة، فيجعل ذلك علامة البلوغ، وأما الحبل فلأنه دليل على الإنزال؛ لأن الولد يخلق من ماء الرجل والمرأة، ولم يذكر الإنزال في علامات بلوغها؛ لأن إنزالها قلما يعلم بخلاف الصبي، وإن لم توجد علامة من هذه العلامات فبلوغها موقوف حتى يتم لها سبع عشرة سنة؛ لأن الجارية أسرع إدراكاً من الغلام فنقص سنة لاشتمالها على الفصول الأربع التي يوافق المزاج واحد منها لا محالة. (التكملة والفتح وملا مسكين والعيني)

(٢) قوله: "خمس عشرة سنة" فقد بلغا وهو قول الثلاثة وهو أيضًا رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: عرضت على رسول الله على أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني، فالظاهر أن عدم الإجازة لعدم البلوغ والإجازة للبلوغ، ولأنه المعتاد الغالب، فإن العلامات تظهر في هذه المدة غالبًا فجعلوا المدة علامة في حق من لم يظهر له العلامة. (العيني والتكملة والفتح)

(٣) وعليه الفتوى، كذا في "الكافي"، ولو في المدة في حقه اثنتا عشرة سنة، وفي حقها تسع سنين، كذا في "الكنز"، وقال في "الطائي": هو المختار.

(٤) من المراهقة هو مقاربة الاحتلام (ج)، يقال: رهق من كذا، أي دني منه، وصبى مراهق، دنا من البلوغ
 أي قارب.

(٥) قوله: "فالقول قولهما" لأن البلوغ معنى لا يعرف إلا من جهتهما ظاهراً، فإذا أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر (أى لم يكن عمرهما أقل من أدنى حد البلوغ وهو اثنا عشر للغلام، وتسعة للجارية) قبل قولهما فيه، كما يقبل قول المرأة في الحيض، كما في "الهداية"، فلو أقر الغلام بالبلوغ وهو ابن اثنتي عشرة سنة، أو أقرت الجارية به بعد تسع، يقبل قولهما بالإجماع، وإلا فلا كذا في "الطائي شرح الكنز" و"العيني شرح الهداية".

قال في "الفتح": اعلم أنه يشترط لصحة الإقرار بالبلوغ شرط آخر، وهو أن يكون بحال يحتلم مثله، ذكره الولوالجي -انتهى-. قال في "رد المحتار": قال ابن الفضل: إن كان مراهقًا ويحتلم مثله، يقبل قوله، وتجوز قسمته، ولا يقبل قوله؛ لأنه يكذب ظاهرًا، وتبين بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ، لا يقبل -انتهى-.

(٦) في سائر التصرفات.

(٧) قوله: "لا أحجر في الدين على المفلس" كلمة في تستعمل في العلية، كما يقال: يجب القطع في

الدُّيُونُ عَلَى رَجُلٍ مُفلِس، وطَلَبَ غُرَمَاءُه حَبْسَه، والحَجرَ عَلَيه لَم أَحجُرْ عَلَيه (۱) و إَن كَانَ لَه مَالٌ لَم يَتَصَرّف فِيه الحَاكِمُ (۲) ، ولكن يَحبِسُه أَبدا (۱) حَتّى يَبِيعَه في دَينِه، وإن كَانَ لَه دَرَاهِمُ، ودَينُه دَرَاهِمُ، أَو عَلَى ضِد ذَلك (۱) ، قَضَاهُ القَاضِي (۱) بغيرِ أمرِه (۲) ، وإن كَانَ دَينُه دَرَاهِمَ، ولَه دَنَانِيرُ، أَو عَلَى ضِد ذَلك، بَاعَهَا القَاضِي في دَينِه (۷) . وقالَ أَبُويُوسُفَ ومُحمّدٌ رَحمَهُمَا اللهُ: إذَا طَلَبَ غُرَمَاءُ الممُفلِسِ الحَجرَ عَلَيهِ، حَجَرَ القَاضِي عَلَيهِ، ومَنَعَه مِنَ البَيعِ (۸)

السرقة، يعنى لا يحجرعليه بسبب دين، وإن طلب غرماءه الحجر عليه؛ لأنه في الحجرعليه إهدار أهليته، وإلحاقه بالبهائم، وذلك ضرر عظيم، فلايجوز وعندهما: يجوز عليه بسبب الدين، وعلى قولهما: الفتوى. (التكملة) (٨) وهذا ابتداء الكلام. (ج)

- (١) قوله: "لم أحجر عليه" لأن في الحجر إهدار أهليته، فلا يجوز لدفع ضرر خاص، وهو ضرر الغرماء، كذا في "الهداية".
- (۲) قوله: "لم يتصرف فيه الحاكم [لأنه نوع تصرف]" يعنى عند أبى حنيفة، وهذا في حال قيام المديون، أما إذا مات وعليه ديون قد ثبتت عند القاضى بالبينة أو بإقراره، فإن القاضى يبيع جميع أمواله منقولا كان أو عقارًا، ويقضى به ديونه، ويكون عهدة ما باع على الغرماء دون القاضى وأمينه. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "يحبسه [إيفاء لحق الغرماء، ودفعًا لظلمه. (ج)]... إلخ "والحبس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿أُو يُنفَوا مِنَ الأرضِ ﴾ أى يحبسون لأن نفيهم من جميع الأرض لا يتصور، وأما السنة فإن النبي على حبس رجلا أعتق شقصًا له من عبد حتى باع غنيمة له في ذلك. وأما الإجماع فإن عليًا رضى الله عنه بنى حبسًا بالكوفة، وسمّاه نافعًا، فهرب الناس منه، فبنى حبسًا أوثق منه، وسماه محبسًا، وذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف، كذا في "الجوهرة".
- (٤) قوله: "أو على ضد ذلك [أي ماله دنانير ودينه دنانير]" هذا من سهو الكاتب، وأيضًا ليس في بعض النسخ، وفي "الجوهرة" عبارة المتن هكذا: قوله: فإن كان دينه دراهم وله دراهم قضاها القاضي بغير أمره. (محمد سليمان عفي الله عنه)
  - (٥) وهذا بالإجماع. (ج)
- (٦) قوله: "بغير أمره" وهذا بالإجماع؛ لأن من له الدين إذا وجد جنس حقه جاز له أخذه بغير رضاه،
   فدفع القاضى بأولى. (الجوهرة النيرة)
- (٧) قوله: "باعها القاضى في دينه" وهذا بالإجماع، أما عندهما فظاهر، وأما عند أبي حنيفة فاستحسان، والقياس أن لا يجوز للقاضى بيعه كالعروض، وجه الاستحسان أنهما متحدان جنسًا في الثمنية والمالية، ولهذا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مختلفان في الصورة حقيقة وحكمًا، أما حقيقة فظاهر، وأما حكمًا فلأنه لا يجرى بينهما ربا الفضل لاختلافهما، فبالنظر إلى الاتحاديثبت للقاضى ولاية التصرف، وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين، بخلاف العروض؛ لأن الأعراض تتعلق بصورها وأعيانها، أما النقود فوسائل؛ لأن المقصود منها المالية دون العين، فافترقا. (الفتح)
- (٨) قوله: "ومنعه من البيع" يعني إذا كان بأقل من ثمن المثل، أما البيع بثمن المثل لا يبطل حق الغرماء،

محتصر الفدورى كتاب الحجر والتَصر الفدوري كتاب الحجر والتَصر في والإقرار، حَتّى لا يَضُر (١) بالغُرَمَاء، وبَاعَ مَالَه (٢) إن امتَنَعَ المُفلِسُ مِن بيعه، وقَسَّمَه بَينَ غُرَمَاءه بالحِصَص (٢)، فإن أقرّ في حَال الحَجْرِ بإقرَارِ مَالِ لَزِمَه ذَلِكَ بَعدَ قَضَاء الدُّيُّونِ ('')، ويُنفِق عَلَى السمُ فلِسِ (٥) من مَالِه، وعَلَى زَوجَتِه وأولادِه الصِغَار وذَوِي

وإن لَم يُعرَف للمُفلس مَالٌ، وطلَبَ غُرَمَاءُه حَبسَه، وهُو يَقُولُ: لا مَالَ لي، حَبَسَهُ الحَاكِمُ في كُلَّ دَين لَزِمَه (٧) بَد لا عَنْ مَالِ حَصَلَ في يَدِه كَثَمَنِ السَمبيع وبَدلِ القَرضِ، وفي كُلِ دَين التَزَمَه بعَقدِ كالمهرِ (^) والكَفَالَةِ، ولَم يَحبِسه فيمَا سِوَى ذَلِكَ (٩) كعِوَضِ المَعْصُوبِ وأرشِ الجِنَايَاتِ إلا أَن تَقُومَ البَيّنةُ (١٠) بأن لَه مَالا.

والمنع لحقهم، فلا يمنع منه، أي من البيع بثمن المثل، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>١) لأن في هذا الحجر نظرًا للغرماء؛ لأنه عساه يلجئ ماله، فيفوت حقهم. . . هـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: "وباع . . . إلخ" لأن المبيع مستحق عليه ، أي على المديون لإيفاء دينه ، حتى يحبس لأجله ، أي لأجل البيع، فإذا امتنع ناب القاضي منابه، وقال في "الدر المختار" و "الملتقي" و "الطائي شرح الكنز": إن الفتوي على قولهما، يعني يبيع القاضي بالدين ماله وعرضه وعقاره، ولكن يترك عليه دست من ثياب بدنه، كذا في "الجوهرة" و "العيني شرح الكنز".

<sup>(</sup>٣) أي على قدر ديونهم. (ج)

<sup>(</sup>٤) قوله: "بعد قضاء الديون [التي وقع بها الحجر]" لأنه تعلق بهذا المال حق الأولين، فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٥) المراد بالمفلس هذا المديون المحجور. (ج)

<sup>(</sup>٦) قوله: "ذوى الأرحام [أي ذوى الرحم المحرم؛ لأن حاجتهم الأصلية مقدمة على حق الغرماء، كنفقة نفسه]" الرحم ثلاثة: رحم الولادة وفيه النفقة بالإجماع، ورحم غير محرم كبنات الأعمام والعمات والخالات، لا نفقة فيه بالإجماع، ورحم هو محرم كالإخوة والعمومة والخالة عندنا يجب خلافًا للشافعي رحمه الله. (الفاتح)

<sup>(</sup>٧) قوله: "حبسه الحاكم في كل دين . . . إلخ" قال في "النهاية": يحبس في الدرهم وفي أقل منه ، وفي "الخجندي": يحبس في قليل الدين وكثيره إذا ظهر منه المطل، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٨) المراد بالمهر المعجل دون المؤجل، فإن في المؤجل القول قوله بالإجماع. (ج)

<sup>(</sup>٩) قوله: "ولم يحبسه في ما سوى ذلك" يعني إذا قال: أنا فقير؛ لأن الأصل الفقر، فمن ادعى الغناء يدعى معنى حادثًا، فلا يقبل إلا ببينة، فاحفظ. (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>١٠) فحينئذِ يحبسه؛ لأن البينة أولى من دعواه الفقر. (ج)

ويَحبِسُهُ الْحَاكِمُ شَهَرَينِ أُوتَلاَثَةَ أَشهُرِ (') سَأَلَ عَن حَالِه، فَإِن لَم يَنكَشَف لَه مَالٌ خَلّى سَبِيلَه، وكَذَ لِكَ (٢) إِذَا قَامَ البَيّنَةَ عَلَى أَنّه لا مَال لَه، ولا يَحُولُ بَينَه وبَين غُرَماء وبَعدَ خُرُوجِه مِن الحَبسِ (٣)، ويُلازِمُونَه ولا يَمنَعُونَه مِن التَصَرّفِ والسَفَرِ، ويَأْخُذُ وَنَ فَضْلَ كَسبِه (٤)، فيُقسّمُ بَينَهُم (٥) بالحصص (١).

(۱) قوله: "ويحبسه الحاكم شهرين أو ثلاثة أشهر" وفي بعض الروايات ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر، وهذا كله ليس بتقدير، وإنما هو على حال المحبوس، فمن الناس من يضجره الحبس القليل، ومنهم من لا يضجره الكثير، فوقف ذلك على رأى الحاكم فيه، فإذا لم يتبين للحاكم أن له مالا، بأن قامت البينة أو سأل جيرانه العارفين به، فلم يوجد له شيء أخرجه. ثم المحبوس في الدين لا يخرج لمجيء شهر رمضان، ولا للعيدين، ولا للجمعة ولا لصلاة مكتوبة ولا لحجة فريضة، ولا لحضور جنازة بعض أهله ولو أعطى كفيلا بنفسه، وعن محمد إذا مات له والد أو ولد، لا يخرج إلا أن لا يوجد من يغسله ويكفنه، فيخرج حينئذ، وأما إذا كان هناك من يقوم بذلك، فلا يخرج، وقبل يخرج بكفيل بجنازة الوالدين والأجداد والجدات والأولاد، وفي غيرهم لا يخرج، وعليه الفتوى. وإن احتاج إلى الجماع فلا بأس أن تدخل عليه امرأته أو جاريته، فيطأها حيث لا يطلع عليه أحد.

وفى "النهاية": إذا طلب المحبوس امرأته أو أمته إلى فراشه فى الحبس، لا يمنع إن كآن فى الحبس موضع خال، فإن امتنعت الزوجة لم تجبر، وإن امتنعت الأمة أجبرت، وإنما كان للزوجة الحرة أن تمتنع لأنه لا يصلح للسكنى، والزوجة الأمة تجبر إذا رضى سيدها، ولا يمتنع من دخول أهله وجيرانه عليه؛ لأنه يحتاج إلى ذلك ليشاورهم فى قضاء الدين، ولا يمكثون بأن يمكثوا معه طويلا. (الجوهرة)

(٢) قوله: "كذلك" أى خلّى سبيله، والأصل فيه أن البينة على النفى لا يقبل؛ لأن البينات شرعت للإثبات إلا إذا وجد ما يؤكد موجب البينة، وقد وجد ههنا هو الحبس السابق، إذ الظاهر أنه لو كان له مال لأظهر، ولا يتحمل مذلة الحبس ولا مشقته، هذا إذا أقام البينة بعد الحبس، ولو أقام قبل الحبس فيه روايتان: أحدهما: تقبل وفي الرواية الأخرى: لا تقبل كذا في "الكشف" وقال في "الهداية": وعلى الثانية عامة المشايخ.

(٣) قوله: "ولا يحول [حال بينهما: حائل شدن ميان آن هردو] بينه [أى المديون المفلس] وبين غرماءه بعد خروجه من الحبس، ويلازمونه . . . إلخ "ويدورون معه حيث دار ، ولا يحبسونه في موضع واحد ، وإن دخل بيته لحاجة ، ولا يتبعونه بل ينتظرونه حتى يخرج ، وإن كان الدين لرجل على امرأة لا يلازمها ، لما فيه من الخلوة بالأجنبية ، ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها .

قوله: "ويلازمونه" لقوله عليه الصلاة والسلام لصاحب الحق: «يد ولسان»، والمراد باليد الملازمة، وباللسان التقاضي، ولم يرد به الضرب والشتم، كذا في "الجوهرة"، ووقع في بعض النسخ، ولا يلازمونه، وهو ليس بصحيح، كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لصاحب الحق: «. . . » الحديث.

- (٤) قوله: "ويأخذون فضل كسبه" أى يأخذون ما زاد على نفقته ونفقة عياله، ولو اختار المطلوب الحبس، والطالب الملازمة، فالخيار إلى الطالب؛ لأنه أبلغ في حصول المقصود لاختياره الأضيق عليه إلا إذا علم القاضى أنه يدخل عليه بالملازمة ضرر بين، بأن لا يمكنه من دخول داره، فحينئذ يحبسه دفعًا للضرر عنه. (الجوهرة النيّرة)
  - (٥) لاستواء حقوقهم في القوة. (الفاتح)
  - (٦) أي بقدر حصة كل واحد منهم من الدين.

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمِّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ: إِذَا فَلْسَه (١) الحَاكِمُ، حَالَ بِينَه وبَينَ غُرَمَاءِه (٢) إِلا أَن يُقِيمُوا البَيِّنَةَ (٣) أَنّه قَد حَصَلَ لَه مَالٌ، ولا يَحجُرُ عَلَى الفَاسِقِ إِذَا كَانَ مُصلحًا لَمَالُه، والفِسقُ الأصلِيّ والطَارِئُ سَوَاءٌ (١) ومَن أَفلَسَ (٥) وعِندَه مَتَاعٌ لَرَجُلٍ بِعَينِه ابتَاعَه مِنهُ، فصاحِبُ المَتَاعُ أَسوَةٌ (٢) للغُرَمَاءِ فيه (٧).

(٣) قوله: "إلا أن يقيموا البينة . . . إلخ" فيه إشارة إلى أن بينة اليسار تترجح على بينة الإعسار ؛ لأنها أكثر إثباتًا ، إذ الأصل هو العسرة ، قال في "المستصفى" : إنما تقبل بينة الإعسار إذ قالوا : إنه كثير العيال ضيق الحال ، أما إذا قالوا : لا مال له ، لا تقبل . وفي "الينابيع" قال أبو حنيفة : إذا كان الرجل معروفًا بالإعسار ، لم يحبسه القاضى حتى يقيم خصمه البينة أن له مالا ، وإن لم يكن معروفًا بذلك ، لم تقبل بينته على إعساره ، ويحبسه شهرين أو ثلاثة ، ثم يسأل عن حاله . (الجوهرة)

- (٤) يعنى إذا بلغ فاسقًا، أو طرئ عليه ذلك (ج)
- (٥) قوله: "ومن أفلس" يقال: أفلس الرجل إذا لم يبق في يده مال، كأن دراهمه صارت فلوسًا، كما يقال: أخبت الرجل إذا صار أصحابه خبتًا، وأقطف إذا صارت دابته قطوفًا، كذا في "البناية".
- (٦) قوله: "فصاحب المتاع أسوة" يعنى يشارك البائع أصحاب الديون، هذا إذا كان الإفلاس بعد القبض، وإن كان قبله فللبائع حق الحبس حتى يقبض الثمن، وقال الشافعي البائع أولى، وله حق فسخ العقد، وأخذ متاعه، سواء كان قبل القبض، أو بعده لحديث سمرة بن جندب رضى الله عنه من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به، رواه أحمد. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «أيما رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد أفلس، فهو ماله بين غرماءه» أخرجه الدارقطني.

فإن قلت: في إسناده ابن عيّاش، وهو ضعيف وهو مرسل، قلت: قد وثقه أحمد والمرسل عندنا حجة، وقد احتج به الخصاف والرازى وأسنداه، وروى أنه عليه الصلاة والسلام باع من معاذ ماله، وقسّم بين غرماءه بالحصص حتى لم يبق لمعاذ شيء، أخرجه الدارقطني، ولم يستفسر هل للبائع سلعة قائمة أم لا، وحديث سمرة في إسناده إبراهيم، قال أبو حاتم: لا يحتج به، كذا في "العيني" و"التكملة" وغيرهما، وفي هذا البحث طول تركته اختصارًا، من شاء فليطالع "التكملة" و "العيني".

(٧) قوله: "أسوة [برابر]... إلخ" هذا إذا قبضه المشترى بإذن البائع، أما إذا لم يقبض المتاع بإذن البائع، ثم أفلس فصاحب المتاع أولى بثمنه من الغرماء، لأن له حق الحبس لاستيفاء الثمن، فيكون كالمرتهن في ثمن المرهون. وصورة المسألة: اشترى سلعة وقبضها بإذن البائع، ثم مات المشترى، أو أفلس قبل أن يدفع الثمن، أو بعد ما دفع طائفة منه، وعليه دين لأناس شتى، فالغرماء جميعًا في الثمن أسوة، وليس بائعها أحق بها منهم عندنا؛ لأن البائع لما سلمها إلى المشترى فقد رضى بإسقاط حقه من عينه، ورضى به في ذمته، فصار كغيره من الغرماء، وإن كان البائع لم يسلمها إلى المشترى، فإنه ينظر إن كان الثمن مؤجلا فكذلك الجواب، وقد حل الأجل

<sup>(</sup>١) تفليس: حكم كردن قاضي بر افلاس كسي.

<sup>(</sup>٢) قوله: "حال بينه . . . إلخ" لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح، فتثبت العسرة، ويستحق النظرة إلى الميسرة، وعند أبى حنيفة: لا يتحقق الإفلاس؛ لأن مال الله تعالى غاد ورائح، ولأن وقوف الشهود على عدم المال، لا يتحقق إلا ظاهرًا، فيصلح للدفع لا لإبطال الحق في الملازمة. (الجوهرة)

### كتاب الإقرار(١)

إِذَا أَقَرَّ الحُرُ البَالِغُ العَاقِلُ (٢) بِحَقٍ (٢) لِزِمَه إِقْرَارُه مَجهُولا (٤) كَانَ ما أَقَرَّ بِه، أو مَعلُومًا، ويُقَالُ لَه: بَيِّن الْمَجهُولَ (٥) ، فإن لَم يُبَيِّن أَجبَرَهُ (٢) الحَاكِمُ عَلَى البَيَانِ، فإن قَالَ: لِفُلانِ عَلَى قَلْلُ عَلَى البَيَانِ، فإن قَالَ: لِفُلانِ عَلَى شَى عُلْزِمَهُ أَن يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ (٧) ، والقَولُ فِيه قَولُه مَعَ يَمِينِه، إن ادّعَى الْمُقرَّلَه أكثَرَ مِنهُ (٨) ، وإذَا قَالَ: لَهُ عَلَى مَالُ ، فالْ مَرجِعُ في بَيَانِه إلَيه (٥) ، ويُقبَلُ قُولُه في القَليلِ والكثيرِ (١١) ، فإن قَالَ: لَهُ عَلَى مَالُ ، فالْ مَرجِعُ في بَيَانِه إلَيه (١) ، ويُقبَلُ قُولُه في القَليلِ والكثيرِ (١١) ، فإن قَالَ: لَهُ عَلَى دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ ، لَهُ عَلَى مَالٌ عَظِيمٌ (١١) ، لم يُصَدَّ ق في أقل من مائتَى درهم (١٢) ، وإن قَالَ: لَهُ عَلَى دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ ،

بموت المشترى، وإن كان حالا، فالبائع أحق بالثمن من سائر الغرماء إجماعًا، كذا في "الجوهرة النيّرة".

- (١) قوله: "كتاب الإقرار [لما كان بعض مسائل الحجر متضمنة للإقرار، أردفه به]" الإقرار في اللغة: الإثبات، يقال: أقر الشيء إذا ثبت وأقر غيره إذا أثبته، وفي الشرع: هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه، كذا في "العيني" و "الطائي".
- (٢) قوله: "إذا أقر الحرّ البالغ . . . إلخ " قيد بالحرية ليصح إقراره مطلقًا ؛ لأن العبد المحجور عليه إذا أقر بالمال لم يلزمه في الحال لأجل الضرر على مولاه ، بل يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق ، وقيّد بقوله : البالغ والعاقل ؛ لأن إقرار الصبى والمعتوه والمجنون لا يصح لانعدام الأهلية إلا إذا كان الصبى مأذونًا ، فيصح إقراره ، كذا في "العيني شرح الكنز" .
  - (٣) يتعلق بـ أقرّ .
  - (٤) وجهالة المقربه لا يمنع صحة الإقرار؛ لأن الحق قد يلزمه مجهولا، بأن أتلف مالا لا يدري قيمته. (ج)
    - (٥) لأن التجهيل من جهته. (ج)
    - (٦) لأنه لزم الخروج عما التزمه، وذلك بالبيان، فيجبر الحاكم عليه.
    - (٧) كفلس وجوزة لا ما لا قيمة له، كحبة حنطة وجلد ميتة وصبى حر. (الطائي)
      - (۸) أي مما بينه.
- (٩) قوله: "فالمرجع في بيانه [لأنه هو المجمل] إليه" لأن إقراره وقع على مال مجهول من جانبه، فيرجع للبيان إليه. (الجوهرة وغيرها)
- (١٠) قوله: "ويقبل قوله في القليل والكثير [لأن كل ذلك مال]" لأن القليل يدخل تحت المالية، كما يدخل الكثير؛ لأن كل ذلك مال إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم؛ لأن ذلك لا يعد مالا عرفًا، وإن قال: له على مال حقير، أو قليل، أو خسيس، أو تافه، أو نذر، يقبل تفسير في القليل والكثير. (الجوهرة)
- (١١) قوله: "فإن قال: له على مال عظيم" يجب نصاب لأنه عظيم في الشرع، والتفصيل في الحاشية التي تأتى بعد هذا. (العيني والجوهرة)
- (١٢) قوله: "لم يصدق في أقل . . . إلخ" لأنه إقرار بمال موصوف، فلا يجوز إلغاء الوصف، والنصاب عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيا به، والغناء عظيم عند الناس، وهذا إذا قال: مال عظيم من الدراهم، أما إذا قال: من الدنائير، فالتقدير بعشرين مثقالا، وفي الإبل بخمس وعشرين؛ لأنه أدنى نصاب يجب فيه الزكاة من جنسه،

لَم يُصَدَّقُ فَى أَقَلَّ مِن عَشَرَةِ دَرَاهِم (۱) فإن قَالَ: لَه عَلَى دَرَاهِم ، فهِي ثَلاثَةٌ (۱) إلا أن يُبيّن أكثر منها (۱) وإن قَالَ: لَه عَلَى كَذَا كَذَا دِرهَمًا (۱) لَم يُصَدَّقُ فَى أَقَلَّ مِن أَحَدَ عَشَرَ دِرهَمًا ، وإن قَالَ: كَذَا ورهَمًا ، وإن قَالَ: كَذَا ورهَمًا ، وإن قَالَ: كَذَا ورهَمًا (٥) وإن قَالَ: كَه عَلَى أَو قَالَ: كَذَا وكَذَا درهَمًا (١) ، وإن قَالَ: لَه عَلَى أَو قَبَلِى ، فقَد أَقَرّبِدَ ين (١) ، وإن قَالَ: لَه عِندى أو مَعِى (٧) ، فَهُ و إقرَارُ بِأَمَانَة (٨) في يَدِه ، وإن قَالَ له

وفى غير مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب، وعن أبى حنيفة: يصدق فى عشرة دراهم إذا قال: من الدراهم؛ لأنه نصاب السرقة، فهو عظيم حيث يقطع به اليد المحترمة. قال السرخسى: والأصح أنه مبنى على حال المقر فى الفقر والغناء، فإن القليل عند الفقير عظيم، وكما أن المائتين عظيم فى حكم الزكاة، فالعشرة عظيم فى قطع يد السارق وتقدير المهر، فيتعارض، ويكون المرجع فيه إلى حال الرجل، كذا فى "الجوهرة".

- (۱) قوله: "وإن قال: له على دراهم كثيرة، لم يصدق في أقل من عشرة دراهم" وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يصدق في أقل من مائتي درهم؛ لأن الكثير في العادة هو ما يخرج به الإنسان من حد الفقر إلى حد الغناء، وذلك مائتا درهم، وله أن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع، يقال: عشرة دراهم ثم يذكر بالتركيب، ويقال: أحد عشر درهمًا، فيكون هذا الأكثر من حيث اللفظ، وإن فسر ذلك بأكثر من العشرة، أو بأكثر من المائتين، لزمه ذلك في قولهم جميعًا؛ لأنه التزم ذلك فلزمه. (الجوهرة وغيرها)
  - (٢) لأنها أقل الجمع الصحيح، ولا غاية لأقصاه. (ع)
    - (٣) لأن اللفظ يحتمله. (ج)
- (٤) قوله: "وإن قال: له على كذا كذا درهمًا، لم يصدق" لأن كذا كناية عن عدد مجهول، ولما كرره فقد أقر بعددين مجهولين ليس بينهما حرف العطف، وأقل عددين كذلك من المفسر أحد عشر، وأكثر تسعة عشر، فالأقل يلزم من غير بيان، والزيادة تقف على البيان، وعند الشافعي يلزمه درهم واحد. (العيني والفتح والعناية)
- (٥) قوله: "وإن قال: كذا وكذا درهمًا لم يصدق في أقل من أحد وعشرين درهمًا " لأنه فصل بين العددين المجهولين بحرف العطف، وأقل ذلك من العدد المفسر أحد وعشرون، وأكثره تسعة وتسعون، فالأقل يلزمه من غير بيان، والزيادة تقف على بيانه، وعند الشافعي: يلزمه درهمان، ولو ثلث بالواو بين العددين المبهمين، بأن قال: كذا وكذا، يزاد مائة على أحد وعشرين، ولو ربع لفظة كذا، أي بأن قال: كذا وكذا وكذا وكذا، زيد ألف على العدد المذكور، فيجب ألف ومائة وأحد وعشرون، ولو خمس زيد عشرة آلاف، ولو سدس يزاد مائة ألف، وسبع يزاد ألف ألف، وكلما زاد عددا معطوفًا بالواو زيد عليه ما جرت به العادة إلى ما لا يتناهى، ولو ثلّث بغير واو، بأن قال: كذا كذا كذا درهمًا يجب أحد عشر؛ لأنه لا نظير له، أي لا يوجد ثلاثة أعداد يجمع بينهما بلا ذكر عاطف، فيحمل الثالث على التكرار. (العيني والفتح والزيلعي)
- (٦) قوله: "فقد أقر بدين" لأن على للوجوب، وقبلى -بكسر القاف وفتح- ينبئ عن الضمان، فيقال: قبل فلان عن فلان، أى ضمن، وسمى الكفيل قبيلا لأنه ضامن للمال، وإن وصل به وديعة، بأن قال: له على وديعة أو قبلى وديعة صدّق؛ لأن المضمون عليه الحفظ، والمال محله، فقد ذكر المحل وأراد المال مجازًا، فيصح موصولا لا مفصولا. (العينى والفتح والعناية)
  - (٧) أو في بيتي، أو في صندوقي، أو في كيسى. (ج)
- (٨) قوله: "فهو إقرار بأمانة" لأن ذلك إقرار يكون الشيء في يده، وذلك يتنوع إلى مضمون وأمانة،

رَجُلُّ: لِى عَلَيكَ أَلفُ درهم، فقَالَ: اتّزِنهَا (۱) أو انتقدها، أو أجِّلنِي بهَا، أو قَد قَضَيتُكَهَا، فَهُو إِقرَارٌ (٢) ومَن أَقَرَّ بدَينٍ مُؤجّل، فصَد قَهُ السمُقرّلَه في الدَين، وكذّبه في التأجيل، لَزِمَه الدَين عَالاً عَلا اللهَ عَن أَقرَّ بدَين وكذّبه في التأجيل، لَزِمَه الدَين عَالاً عَلا اللهَ عَن عَلَي اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

- (٢) قوله: "فهو إقرار" لأن الهاء أى الضمير في الأول والثاني كناية عن المذكور في الدعوى، فكأنه قال: إثّرن الألف التي لك على حتى لو لم يذكر حرف الكناية لا يكون إقرارًا لعدم انصرافه إلى المذكور في الدعوى. والتأجيل إنما يكون في حق واجب، والقضاء يتلو الوجوب، فيلزمه، كما في "الهداية"، وهذا إذا لم يكن على مبيل الاستهزاء، فإن كان شهد الشهود بذلك، لايلزمه شيء، أما لو ادعى الاستهزاء فلا يصدق. (العيني والفتح)
- (٣) قوله: "لزمه الدين [لأن الأصل في الديون الحلول. (الفاتح)] حالا" لأنه أقر بحق على نفسه، وادعى حقّا على المقتل له، فإقراره في حقه حجة، ولا تقبل دعواه بغير حجة، كذا في "العيني شرح الكنز"، وقال في "الواقعات": هذا إذا لم يصل الأجل بكلامه، أما إذا وصله صدق. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "ويستحلف المقرله في الأجل" لأنه منكر للأجل، واليمين على من أنكر إلا في الكفالة.
   (العيني والجوهرة)
- (٥) قوله: "ومن أقر. . . إلخ " لما ذكر موجب الإقرار بلا تغير شرع في موجبه مع الغير، وهو الاستثناء، وما في معناه في كونه مغيراً كالشرط. والاستثناء استفعال من الثني، وهو الصرف لغة، وفي اصطلاح الفقهاء هو التكلم بباقي بعد الثناء، والمراد بالاتصال الاتصال بحسب التلفظ بحيث لا يسكت بين المستثنى والمستثنى منه لا الاستثناء المتصل، والسكوت لنفس أو سعال، أو أخذ فم، أو النداء بينهما لا يضر، كقوله: لك على ألف درهم يا فلان إلا عشرة، وإنما يشترط الاتصال لأن الكلام لا يتم إلا بآخره، فإذا انقطع الكلام فقد تم، فلا يعتبر الاستثناء بعده، وعلى هذا أجمع العلماء إلا ابن عباس، فإن عنده يصح الاستثناء وإن كان مفصولا، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لأغزُون قريننا ثم قال: بعد سنة إن شاء الله» فعلم أنه صح مفصولا. قلنا: هو مغير، والمغير لا يصح إلا متصلا كالشرط، واستثناء النبي على كان امتثالاً لأمره تعالى، وهو قوله: ﴿وَاذَكُر رَبّكَ إِذَا نَسِيت ﴾ وقوله: ﴿وَاذَكُر رَبّكَ إِذَا نَسِيت ﴾ وقوله: ﴿وَلا تَقُولَن لِشَىء إنّى فَاعل ذلك عَدًا إلا أن يَشَاءَ الله ﴾ . (العينى والفتح والكفاية)
- (٦) قوله: "صح الاستثناء...إلخ" الاستثناء استفعال من الثني، وهو التصرف، وهو متصل، وهو متصل، وهو الإخراج والتكلم بالباقي، ومنفصل وهو ما لا يصح إخراجه، كذا في "العيني شرح الهداية"، الاستثناء على ضربين: استثناء تعطيل واستثناء تحصيل، وكلاهما لا يصح مفصولا، ويصح موصولا، فالتعطيل تعطيل جميع الكلام، ويصير كأنه لم يتلفظ به، وهو أن يقول: إن شاء الله، أو ما شاء الله، أو إن لم يشأ الله. وأما استثناء التحصيل فألفاظه ثلاثة: إلا وغير وسوى، وإنما يصح هذا الاستثناء بشرط أن يتحصل من إقراره شيء بعد الاستثناء، مثل أن له على عشرة إلا تسعة، يلزمه درهم، وإن قال: عشرة إلا عشرة، فالاستثناء ما جنس المستثنى عشرة، لأن هذا رجوع وليس باستثناء، والرجوع عن الإقرار باطل، وهذا إذا كان الاستثناء من جنس المستثنى منه، أما إذا كان لفظه من خلاف لفظ المستثنى منه، نحو عبيدى أحرار إلا هؤلاء، أو نسائي طوالق إلا هؤلاء، أو

فيثبت أقلهما، وهي الأمانة. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١) إنما أنَّتْ مع أن الألف مذكر بتأويل الدراهم .

الجَميعَ لَزِمَه الإقرَارُ، وبَطَلَ الاستثنَاءُ (')، وإن قَالَ: لَه عَلَى مائَةُ درهَمٍ إلا دينَارًا، أو إلا قفيزَ حنطَة، لَزِمَه مائَةُ درهَمٍ إلا قيمَة الدينَارِ أو القَفيزِ ('')، وإن قَالَ: لَه عَلَى مائَةُ ودرهَمٌ، فالمَاثَةُ كُلّهَا دَراهِمٌ"، وإن قَالَ: لَه عَلَى مائَةُ وثوبٌ، لَزِمَه تُوبٌ وَاحِدٌ، والمَرجِعُ في تَفسِيرِ الممائةِ كُلّهَا دَرَاهِمٌ"، وإن قَالَ: لَه عَلَى مائَةُ وثوبٌ، لَزِمَه تُوبٌ وَاحِدٌ، والمَرجِعُ في تَفسِيرِ الممائة

عبيدى أحرار إلا مباركاً وسالمًا وربيعاً، أو نساءى طوالق إلا زينب وعمرة وفاطمة، وليس له عبيد ولا نساء غير المستثنى، صح الاستثناء، فلا يعتق واحد منهم، ولا تطلق واحدة منهن؛ لأنه إذا اختلف اللفظ يتوهم بقاء الشيء من المستثنى منه، إذ اللفظ صالح، ولا يشترط حقيقة البقاء؛ لأن الاستثناء يتبع صحة الكلام لفظا، وذلك يكفى لصحة الاستثناء، فبالنظر إلى ذات اللفظ أمكن أن يجعل المستثنى بعد ما يتناول الصدر، والامتناع من خارج، بخلاف ما إذا كان بعين ذلك اللفظ، فإنه لا يمكن جعله تكلمًا بالحاصل بعد الاستثناء. (العيني والفتح والجوهرة)

- (٧) قوله: "سواء استثنى . . . إلخ " وقال الفراء: استثناء الأكثر لا يجوز ؛ لأن العرب لا يتكلم بذلك، والدليل على جوازه قوله تعالى : ﴿ قُهُم اللَّيلَ إلا قَلْيِلا نَصِفُه أو انقُص منِهُ قَلْيِلا أو زَدْ عَلَيه ﴾ ، كذا في "البناية " .
- (۱) قوله: "لزمه الإقرار، وبطل الاستثناء [لأنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا، ولا حاصل بعده، فيكون رجوعًا]" هذا إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، أما إذا كان من خلاف جنسه، كما إذا استثنى من مائة درهم قفيز حنطة، أو دنانير وقيمة ذلك يأتى على المائة، صح ولم يلزمه شيء. (الجوهرة)
- (۲) قوله: "لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز" عند الشيخين استحسانًا، والقياس أن لا يصح الاستثناء، وهو قول محمد؛ لأنه استثنى من خلاف الجنس، فصار كما لو قال: له على مائة درهم إلا ثوبًا، أو إلا شاة، وبه قال أحمد. ولهما أنه استثنى مقدارًا من مقدرات، وهو من جنسه معنى من حيث إنه يثبت في الذمة حالا ومؤجلا، ويجوز استقراضهما، وإن اختلفت صورتهما، فإذا كانت في المعنى جنسًا واحدًا جاز استثناءها باعتبار المعنى؛ لأن الاستثناء استخراج بطريق المعنى على أن يصير الكلام به عبارة عما وراء المستثنى، ففي المثال المذكور أو لا لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو قيمة القفيز، بخلاف الشاة والثوب؛ لأنهما من ذوات القيم، فلا يصح استثناءهما من الدراهم والدنائير، لعدم وصف الثمنية ولو معنى.

وقال الشافعى: يصح فيطرح عنه قدر قيمة المستثنى؛ لأن الشرط اتحاد الجنس، وهو موجود من حيث المالية، فانتفى المانع بعد تحقق المقتضى، وهو التصرف اللفظى، وبه قال مالك. وللشيخين أن عدم تناول الدراهم غيرها لفظًا لا يرتاب فيه أحد، وإنما الكلام في تناولهما إياه حكمًا، فقلنا يتناول ما كان على أخص أوصافها الذي هو الفظًا لا يرتاب فيه أحد، وإنما الكلام في تناولهما إياه حكمًا، فقلنا يتناول ما كان على أخص أوصافها الذي هو الثمنية، وهو الدنانير والمقدرات والعددي المتقارب، أما الثوب ونحوه كالشاة فليس بثمن أصلا، وما ليس بثمن لا يصلح مقدارًا للدراهم لعدم المجانسة، فبقى الاستثناء من الدراهم مجهولا، وجهالة المستثنى يوجب جهالة المستثنى منه، فلا يصح الاستثناء . (العيني والفتح)

(٣) قوله: "فالمائة كلها دراهم" يعنى يجب مائة درهم ودرهم، كذا في المنافع، هذا جواب الاستحسان، وجواب القياس أنه يجب في قوله: ودرهم درهم، ويرجع في تفسير المائة إليه، كما في قوله: وإن قال: له على مائة وثوب، لزمه ثوب، والمرجع في تفسير المائة إليه، وهو قول الشافعي؛ لأنه عطف مفسراً على مبهم، والأصل في العطف المغايرة. ولنا: إن قوله: ودرهم بيان للمائة عادة؛ لأن الناس استثقلوا تكرار الدرهم، واكتفوا بذكره مرة فيما يكثر استعماله. (الفاتح وغيره)

إِلَيه (')، ومَن أَقَرَّبِحَق، وقَالَ ('): إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى مُتَّصِلاً بإقرَارِه، لَم يَلْزَمْهُ الإقرَارُ"، ومَن أَقَرَّبِدَارِ، واستَثنَى بِنَاءَهَا أَقَرَّ<sup>(1)</sup>، وشَرَطَ الخِيَارُ لِنَفسِه (<sup>0)</sup>، لَزِمَهُ الإقرَارُ، وبَطَلَ الخِيَارُ<sup>(1)</sup>، ومَن أَقَرَّبِدَارٍ، واستَثنَى بِنَاءَهَا لنَفسِه، فللمُقَرَّلَه الدَارُ<sup>(۷)</sup> والبِنَاءُ جَمِيعًا، وإِن قَالَ: بِناءُ هَذِهِ الدَارِلِي، والعَرصَةُ لفُلان، فهُو كَمَا قَالَ (<sup>۱)</sup>، ومَن أَقَرَّبِدَابَةٍ في إصطبلٍ، كَمَا قَالَ (<sup>۱)</sup>، ومَن أَقَرَّبِدَابَةٍ في إصطبلٍ،

- (٤) بقرض، أو غصب، أو وديعة، أو عارية. (ج)
  - (٥) يعنى أنه بالخيار ثلاثًا. (ج)
- (٦) قوله: "لزمه الإقرار وبطل الخيار [لأن الخيار للفسخ والإقرار لا يقبل الفسخ. (ج)]" لأن الإقرار إخبار، ولا مدخل للخيار في الإخبار؛ لأنه إن كان صدقًا، فهو واجب العمل به وإن لم يختر، وإن كان كذبًا، فهو واجب الرد، فلا يتغير باختياره وعدم اختياره، وإنما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتخير من له الخيار بين فسخه وإمضاءه؛ ولأن الخيار في معنى التعليق بالشرط، والخبر لا يحتمل ذلك التعليق، وأما إذا قال: على ألف من ثمن مبيع اشتريته على أنى بالخيار صح، وثبت الخيار إذا صدق المقر له، أو أقام المقر بينة على ذلك، وإن كذبه المقر له، لم يثبت، وكان القول قول المقر له؛ لأنه من العوارض كأجل، والقول في العوارض قول المنكر. (العينى والفتح والعناية)
  - (٧) لأنه لما اعترف بالدار دخل البناء تبعاً. (ج)
  - (٨) لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء. (ج)
- (٩) قوله: "لزمه النمر والقوصرة" هذا على وجهين: إن أضاف ما أقر به إلى فعل بأن قال: غصت منه تمرًا في قوصرة، لذمه النمر والقوصرة، وإن لم يضفه إلى فعل، بل ذكره ابتداء، فقال: على تمر في قوصرة، فعليه التمر دون القوصرة؛ لأن الإقرار قول، والقول يتميز به البعض دون البعض، كما لو قال: بعت له زعفرانًا في سلة، وكذا إذا قال: غصبت طعامًا في جوالق، لزماه جميعًا، بخلاف ما إذا قال: غصبته تمرًا من قوصرة، لأن كلمة من للانتزاع، فيكون إقرارًا بغصب المنزوع، والأصل أن الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفًا حقيقة، وأمكن نقله لزماه، وإلا لزمه المظروف فقط.

والقوصرة - تروى بتشديد الراء وتخفيفها - وهي وعاء التمر متخذ من قصب، وإنما سمى قوصرة ما دام فيها التمر، وإلا فهي زنبيل، قال أمير المؤمنين على كرمه الله وجهه شعرًا:

<sup>(</sup>١) قوله: والمرجع في تفسير المائة إليه" قال في "النافع": الفرق بين الصورتين أن كثرة الاستعمال ثابتة في الدراهم، فحذف المضاف إليه، تقديره مائة درهم ودرهم، أما الثوب فلا يستعمل كالدراهم؛ لأن التجارة بالدراهم أكثر من الثوب، فلا يصير إلى حذف المضاف إليه. (الفاتح)

<sup>(</sup>٢) بأن قال: لفلان على مائة درهم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) قوله: "لم يلزمه الإقرار" لأن هذا الاستثناء يرفع الكلام من أصله، فكأنه لم يكن؛ ولأن الاستثناء بمشيئة الله، أما إبطال للحكم قبل انعقاده أو تعليق، فإن كان الأول أى الإبطال فقد أبطل، وإن كان الثانى أى التعليق، فكذلك أى بطل؛ لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لأن الإقرار إخبار، والإخبار لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لأن الإقرار إخبار، والإخبار لا يحتمل التعليق بالشرط؛ فأن كذبًا لا يصير صدقًا لوجود الشرط؛ أو لائه أى مشيئة الله شرط لا توقف عليه، هذا ملتقط ما في "الجوهرة النيرة" و "الهداية" و "الكفاية" مع توضيح.

لَزِمَهُ الدَابَّةُ حَاصَّةٌ (۱)، وإن قَالَ: غَصَبتُ ثُوبًا في منديل (۱)، لَزِمَاهُ جَمِيعًا (۱)، وإن قَالَ: لَه عَلَى تُوبٌ في عَشَرَةِ أَثُواب، لَم يَلزَمهُ عِندَ أبي ثُوبٌ في عَشَرَةٍ أَثُواب، لَم يَلزَمهُ عِندَ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إلا ثُوبٌ وَاحِدٌ (۱) . وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: يَلزَمُه أَحَدَ عَشَرَ ثُوبٌ وَمَن أَقَرَّ بِغَصِب ثُوب، وجَاءَ بِثُوبِ مَعِيب، فالقُولُ قَولُه (۱) فِيهِ مَع يَمِينه، وكَذَ لِك لَو ثُوبًا (۱) وقَالَ: لَه عَلَى خَمسَةٌ في خَمسَة، يُرِيدُ بِه الضَرب والحَسَاب، لَزِمَه خَمسةٌ واحدً وان قَالَ: لَه عَلَى خَمسَةٌ مَع خَمسَة لَزِمَه عَشَرةٌ (۱)، وإن قَالَ: لَه عَلَى خَمسَةٌ مَع خَمسَة لَزِمَه عَشَرةٌ (۱)، وإذا قَالَ: لَه عَلَى خَمسَة مَع خَمسَة لَزِمَه عَشَرةٌ (۱)، وإذا قَالَ: لَه عَلَى خَمسَة مَع خَمسَة لَزِمَه عَشَرةٌ (۱)، وإذا قَالَ: لَه عَلَى خَمسَة مَع خَمسَة لَزِمَه عَشَرةٌ (۱)، وإذا قَالَ: أَرَدتُ خَمسَةً مَع خَمسَة لَزِمَه عَشَرةٌ (۱)، وإذا قَالَ: أَرَدتُ خَمسَةً مَع خَمسَة لَزِمَه عَشَرةٌ (۱)، وإذا قَالَ: أَرَدتُ خَمسَةً مَع خَمسَة لَزِمَه عَشَرةٌ (۱)، وإذا قَالَ: لَهُ عَلَى الْعَمْ خَمسَة لَزِمَه عَشَرةً (۱)، وإذا قَالَ: أَرَدتُ خَمسَةً مَع خَمسَة لَزِمَه عَشَرةً (۱) وإذا قَالَ: أَرَدتُ خَمسَةً مَع خَمسَة لَزِمَه عَشَرةً (۱) وإذا قَالَ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱) قوله: "لزمه الدابة [لأن العقار لا يتأتى فيه الغصب لا سيما عند الشيخين. (ج)] خاصة "أى لا يلزمه الاصطبل؛ لأن غصب العقار لا يتحقق عند الشيحين؛ لأنه لا يضمن بالغصب، وعلى قياس قول محمد يضمنهما؛ لأنه يرى تحقق الغصب في العقار، وعلى هذا الخلاف لو أقر بطعام في البيت، والأصل في جنس هذه المسائل أن من أقر بشيئين أحدهما ظرف للآخر، فإما أن يذكرهما بكلمة في أو بكلمة من، فإن كان الأول، كقوله: غصبت تمراً في وصرة، أو ثوبًا في منديل لزماه؛ لأن أخذ الشيء الذي هو مظروف لا يتحقق بدون الظرف، وإن كان بكلمة من كقوله: غصبت تمراً من قوصرة، أو ثوبًا من منديل، لم يلزمه إلا المظروف؛ لأن كلمة من للانتزاع، فيكون الإقرار بغصب المنزوع، ومن أقر بشيئين لم يكن أحدهما ظرفًا للآخر، كقوله: غصبت درهماً في درهم، لا يلزمه الثاني؛ لأنه لما لم يصلح ظرفًا للأول، لغا آخر كلامه. (العيني والفتح والعناية)

(٢) قوله: "في منديل" المنديل -بكسر الميم- خرقة يشد به الرأس، أو يمسح به الأعضاء، قال في "المغرب": تمندل بمنديل، أي شده برأسه، ويقال: تمندلت بالمنديل، وتملت أي تمسحت. (الفتح وغيره)

(٣) قوله: "لزماه. . . إلخ" لأنه جعل المنديل ظرفًا، وهو لا يتوصل إلى أخذ الثوب إلا بالإيقاع في المنديل، كذا في "الجوهرة".

- (٤) لأن عشرة أثواب لا تكون ظرفًا لثوب واحد في العادة، كما لو قال: غصبت ثوبًا في درهم.
- (٥) قوله: "وقال محمد رحمه الله: يلزمه . . . إلخ" لأنه قد يجوز أن يلف الثوب النفيس في عشرة أثواب، إلا أن أبايوسف يقول: إن حرف "في" قد يستعمل في البين والوسط، قال الله تعالى: ﴿فَادِخُلِي فِي عَبِادِي﴾ أي بين عبادي، فوقع الملك، والأصل براءة الذم، كذا في "الجوهرة".
  - (٦) لأن الغصب لا يختص بالسليم، إذ الإنسان قد يغصب ما يجد. (الجوهرة وغيرها)
    - (٧) فإنه يصدق وصل أو فصل.
- (٨) قوله: "لزمه خمسة واحدة [وقال الحسن بن زياد: يلزمه خمسة وعشرون. (ج)]" لأن الضرب لا يكثر المال، يعنى أن الضرب في تكثير الأجزاء لإزالة الكسر، لا في تكثير المال، وخمسة دراهم وزنًا، وإن جعل ألف جزء لا يزاد فيه وزن قيراط، كذا في "نتائج الأفكار". (العيني والفاتح)

(٩) قوله: "لزمه [لأن اللفظ يحتمله] عشرة" لأن كلمة "في" تستعمل بمعنى مع، فقد نوى محتمل كلامه

أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة

كذا في "الجوهرة" وغيرها.

كتاب الإقرار

فيصدق. (العيني والفاتح)

(٢) قوله: "يلزمه العشرة كلها" وهو قول الثلاثة، وفي قول لهم عليه تسعة، وعند زفر ثمانية، والأصل في ذلك أن عند الإمام لا يدخل الانتهاء، وعندهما يدخلان جميعًا، وعند زفر: لا يدخلان جميعًا، وهو القياس، كما لو قال: لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط، أو ما بين هذين الحائطين، فإن الحائطين لا يدخلان في الإقرار بالإجماع، ولهما أن الغايتين تدخلان في الإباحة، كما لو قال: خذ من دراهمي من درهم إلى مائة، فهو إباحة لأخذ المائة، فكذا في الإقرار. وله أن الغائة لا تدخل تحت المغيا؛ لأن الحد غير المحدود، فهذا هو الأصل، كما قال زفر، لكن ههتا لا بد من إدخال الأولى؛ لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأولى، فلا يدخل، ولأن الأولى، فدخلت الغاية الأولى ضرورة، ولا ضرورة في إدخال الثاني، فأخذنا فيها بالقياس، فلا يدخل، ولأن العدد يقتضى ابتداء، فإذا أخرج الأولى من أن يكون ابتداء صار الثاني هو الابتداء، فيخرج هو أيضًا من أن يكون ابتداء كالأول، وكذا الثالث والرابع إلى آخره، فيؤدي إلى إخراج الكل من أن يكون واجبًا، فكان باطلا، فتعين ما ابتداء كالأول، وكذا الثالث والرابع إلى آخره، فيؤدي إلى القدوري": أما الابتداء فلا بد منه للبناء عليه، وأما الغاية فتارة تدخل كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَيدِيكُم إلَى الْمَرافِقِ ﴾ وتارة لا تدخل، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَيدِيكُم إلَى الْمَرافِقِ ﴾ وتارة لا تدخل، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَيدِيكُم إلَى الْمَرافِقِ ﴾ وتارة لا تدخل، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَيدِيكُم إلَى الْمَرافِقِ ﴾ وتارة لا تدخل، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَيدِيكُم إلَى الْمَرافِقِ ﴾ وتارة لا تدخل، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَيدِيكُم إلى الْمَرافِقِ ﴾ وتارة لا تدخل، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَيدِيكُم إلى الْمَرافِق ﴾ وتارة لا تدخل، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَيدِيكُم الله الله المناء عليه الله المناء عليه والمناء والمناء والمناء عليه والمناء وال

(٣) قوله: "قيل للمقر له . . . إلخ" لأن المقر اعترف بالألف في مقابلة مبيع يلزمه ثمنه ، فكان القول قوله إن لم يقبضه ، وإذا لم يقبضه لم يلزمه الألف ، كذا في "الجوهرة النيّرة".

وقوله: إن شئت فسلم العبد ليس المراد به تخيير المقر له بين تسليم العبد وعدم تسليمه، إذ لا يقدر البائع على عدم تسليم المبيع إلى المشترى بعد أن صح البيع وتم، بل المراد منه أن لزوم الألف على المقر مشروط بتسليمك العبد إليه، فإن أردت الوصول إلى حقك فسلم العبد ولا تضيعه، كذا في "نتائج الأفكار".

(٤) قوله: "وإن قال: له على ألف. . . إلخ" هكذا العبارة في كثير من المتون، وضبطت في بعض الشروح ك" الجوهرة" مع زيادة قوله: إلا أنى لم أقبضه بعد قوله: ولم يعينه، والحكم واحد في الصورتين، لزمه الألف وصل أم فصل، قال في "الهداية": ولا يصدق في قوله: ما قبضت؛ لأنه رجوع عن الإقرار، فإنه أقر بوجوب المال، يدل عليه كلمة على"، وإنكاره القبض في غير المعين ينافي الوجوب أصلا -انتهى-.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن وصل صدّق، ولا يلزمه شيء، وإن فصل لم يصدّق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن مبيع، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>١) أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) لفلان.

تَمَنِ حَمرٍ أو حِنزِيرٍ لَزِمهُ الألفُ، ولَم يُقبَلْ تَفسيرُه (١)، وإن قَالَ: له عَلَى أَلفٌ من ثَمَنِ مَتَاعٍ وهي زُيُوفٌ (١)، فقَالَ المُقَرِّلَه: جِيَادٌ، لَزِمَه الجِيادُ (٢) في قَولِ أبى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى .

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ: إن قَالَ ذَلِكَ مَوصُولا (٤) صُدَّق، وإن قَالَه مَفصُولا لا يُصَدَّق، ومَن أَقرَّ لغيرِه بخاتَم، فلَه الحَلقَةُ والفَصُّ (٥)، وإن أقرَّ له بسيف، فلَه النَصل (١) والجَفن (٧) ومَن أقرَّ لغيرِه بخاتَم، فلَه الخَلقَةُ والفَصُّ (٥)، وإن أقرَّله بسيف، فلَه النَصل (١٤ والحَفن (٧) والحَمائِلُ، وإن أقرَّ له بحَجَلة، فلَه العيدَ ان والكسوة (٨)، وإن قَالَ: لحَمْلِ فُلانَة عَلَى الفُ ورهَم، فإن قَالَ: أوصَى لَه فُلانٌ، أو مَاتَ أَبُوه فَوَرَثُهُ، فالإقرَارُ صَحِيحٌ (٩)، وإن أبهَمَ الإقرَارُ (١٠) لم

<sup>(</sup>١) قوله: "ولم يقبل تفسيره" عند أبى حنيفة وصل أم فصل؛ لأنه رجوع عن الإقرار؛ لأن شمن الخمر والخنزير لا يكون واجبًا، وأول كلامه للوجوب نظرًا إلى كلمة على . وقالا: إذا وصل لا يلزمه شيء، لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب، وصار كما إذا قال في آخره: إن شاء الله، قلنا: ذلك أي قوله: إن شاء الله تعليق، وهذا أي ما نحن فيه إبطال، والإبطال رجوع، فلا يصح، كما في "الهداية".

<sup>(</sup>٢) جمع زيف: وهو الذي يقبله التجار ويرده بيت المال. (ع)

<sup>(</sup>٣) قوله: "لزمه الجياد" لأن العقد يقتضى سلامة العوضين عن العيب، وادعاء العيب رجوع عن بعض موجب العقد، فلا يسمع، كذا في "رمز الحقائق".

<sup>(</sup>٤) لأنه بيان تغير، فيصح بشرط الوصل كالشرط والاستثناء.

<sup>(</sup>٥) قوله: "فله الحلقة والفص" جميعًا لإطلاق اسم الخاتم على جميع الأجزاء، ولهذا يدخل الفص في بيع الخاتم من غير تسمية، والفص -بفتح الفاء- وأما كسرها فروى، وفي القاموس: الفص للخاتم -مثلث الفاء والكسر - غير لحن، ووهم الجوهري، أي في دعوى اللحن، وهو ما يوضع فوق الحلق من الحجر وغيره، ولو استثنى الفص فقال: الخاتم له، والفص لي، كان الجميع للمقر له. (العيني والفتح والجوهرة)

<sup>(</sup>٦) قوله: "النصل [لأن الاسم ينطوى على الكل]" النصل حديدة السيف، والجفن الغمد، يعنى نيام شمشير، والحمائل جمع الحمالة -بكسر الحاء - علاقة السيف، كذا في "الكفاية"، وقال الأصمعي: حمائل السيف لا واحد لها من لفظها، وإنما واحدها المحمل. (العيني والفتح)

<sup>(</sup>٧) بفتح الجيم وهو غمده أي غلافه. (ج)

<sup>(</sup>٨) قوله: "وإن أقر له بحجلة، فله العيدان [جمع عود وهو الخشب] والكسوة " لأن الاسم يطلق على هذه الجملة، والحجلة بالتحريك بتقديم الحاء على الجيم، بيت مزيّن بالثياب والسُر والسُتور، ويجمع على حجال، وقيل: بيت يتخذ من خشب وثياب اسمه بشخانه، وقيل خركانه، وفي "الجوهرة": خيمة صغيرة.

وفي "فاتح القدوري": هي شيء يوضع على ظهر البعير ليحمل فيه العروس ليكون مستوراً -انتهى-والمشهور هي بيت يتخذ من خشب وثياب في ليلة الزفاف للعروس. (العيني وغيره)

<sup>(</sup>٩) لأنه أقرّ بسبب صالح لثبوت الملك له. (ج)

<sup>(</sup>١٠) قوله: "وإن أبهم [أى لـم يبين سببه]. . . إلخ "الإبهام أن يقول: لحمل فلانة على ّألف درهم، ولم يزد عليه، كذا في "الجوهرة".

يَصِحّ عِندَ أَبِي يُوسُفَ . وقَالَ مُحَمّدٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: يَصِح (۱) وإن أَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَة ، أَو حَمْلِ شَاة لِرجُلٍ صَحَّ (۱) الإقرَارُ ولَزِمَه (۱) ، وإذَا أَقَرَّ الرَجُلُ في مَرَضِ مَوتِه (۱) بدُيُون (۵) ، وعَلَيهِ دُيُونٌ في صَحِبّه، ودُيُونٌ لَزِمَتهُ في مَرَضِه (۱) بأسبَابِ مَعلُومَة (۷) ، فدَينُ الصِحَّةِ والدَينُ دُيُونٌ في صَحِبّه، ودُيُونٌ لَزِمَتهُ في مَرَضِه (۱) بأسبَابِ مَعلُومَة (۷) ، فدَينُ الصِحَّةِ والدَينُ

(۱) قوله: "لم يصح عند أبي يوسف، وقال محمد رحمه الله تعالى: يصح" وإن لم يبين السبب الصالح؛ لأنه يمكن أن يحمل على الأسباب الصالحة لثبوت الملك تصحيحًا لإقراره، وبه قالت الثلاثة، ولأبي يوسف: أن مطلق الإقرار ينصرف إلى الواجب بالمعاملات دون غيره، وذلك لا يتصور في الجنين إلا إذا بين سببا صالحًا، مثل أن يقول: مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان، ثم إغا يصح الإقرار للحمل إذا جاءت به في مدة يعلم أنه كان موجودًا وقت الإقرار، أو يحتمل ذلك بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار إذا كانت ذات زوج، أو لأقل من سنتين من وقت الفراق إذا كانت معتدة، ثم إن ولدته حيّا، كان ما أقر به له، وإن ولدته ميتًا يرد المقر به إلى ورثة الموصى، أو ورثة أبيه، وإن ولدت ولدين، فإن كانا ذكرين أو أنثيين، فالمقر به بينهما نصفان، وإن كان أحدهما ذكرًا، والآخر أنثى، فكذلك في الوصية، وفي الإرث للذكر مثل حظ الأنثين. (العيني والفتح)

(٢) قوله: "صح الإقرار . . . إلخ" لأنه ليس فيه أكثر من الجهالة ، والإقرار بالمجهول يصح ، وهذا إذا علم وجوده في البطن وقت الوصية ، وذلك بأن يولد وجوده في البطن وقت الوصية ، وذلك بأن يولد لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصى . وذكر الطحاوى : أن المدة تعتبر من وقت الوصية ، وإن ولدت لستة أشهر فصاعدًا بعد الموت ، فالوصية باطلة لجواز أن يكون حدث بعدهًا إلا إذا كانت الجارية في العدة حينتذ لأجل ثبوت النسب يعتبر إلى سنتين ، وكذا في جواز الوصية يعتبر إلى سنتين .

قال الخجندي: الوصية بالحمل جائزة إذا لم يكن من المولى، وكذا ما في بطن دابة إذا علم وجوده في البطن، وأقل مدة حمل الدواب سوى الشاة ستة أشهر، وأقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر، كذا في "الجوهرة".

(٣) قوله: "ولزمه [بعد الانفصال]" وإن لم يبين السبب بالإجماع؛ لأن لتصحيحه جهة واحدة، وهي الوصية من جهة غيره بأن يحمل هذا الإقرار على أن رجلا أوصى بالحمل لرجل، ومات الوصي، فالأن يقر وارثه بأنه للموصى له . (العيني والفتح)

(٤) قوله: "وإذ أقر الرجل في مرض موته. . . إلخ" أخر أحكام المرض إما لأن المرض عارض، والأصل عدمه، أو لأن في إقرار المريض اختلافًا في بعض الصور، بخلاف إقرار الصحيح، فكان أقوى . ثم اعلم أنهم اختلفوا في حد المرض، فقال بعضهم: هو أن لا يقدر صاحبه أن يقوم إلا أن يقيمه إنسان، وقيل: أن يكون صاحب فراش، وإن كان يقوم بنفسه، وقيل: هو أن لا يقدر على المشى إلا أن يهادى بين اثنين.

وقال أبو الليث: هو أن لا يقدر أن يصلى قائمًا، وهذا أحب وبه نأخذ. وفي الخجندى: هو أن لا يطيق القيام إلى حاجته، ويجوز له الصلاة قاعدًا، أو يخاف عليه الموت، فهذا هو المرض المخوف الذي يكون تبرعات صاحبه من الثلث، وقال بعضهم: المرض المخوف كالطاعون والقولنج وذات الجنب والرعاف الدائم والحمى المطبقة والإسهال المتواتر، وغير المخوف كالجرب ووجع الضرس والرمد وأشباه ذلك. (الجوهرة وفتح المعين والعناية)

- (٥) غير معلومة الأسباب.
  - (٦) أي مرض موته .
- (٧) قوله: "بأسباب معلومة" كما إذا استقرض مالا في مرضه، وعاين الشهود، دفع المقرض المال إليه، أو الشترى شيئًا، وعاين الشهود، قبض المبيع، أو استأجر شيئًا بمعاينة الشهود، أو تزوج امرأة بمهر مثلها، وعاين

المَعروفُ بِالأسبَابِ مُقَدَّمٌ (')، فإذَا قُضِيَت (') وفَضَلَ شَىءٌ منهَا كَانَ فِيمَا أَقَرَّبِه في حَالِ المَرَضِ، وإن لَم يَكُنْ عَلَيهِ دُيُونُ لَزِمَتهُ في صحته جَازَ إقرَارُهُ (')، وكَانَ المُقَرَّلَه أُولَى (') مِن المَرَضِ، وإن لَم يَكُنْ عَلَيهِ دُيُونُ لَزِمَتهُ في صحته جَازَ إقرَارُهُ (')، وكَانَ المُقَرَّلَه أُولَى (') مِن الوَرَثَة (')، وإقرَارُ المَريض لوَارِثِه (') بَاطِلُ (') إلاّ أَن يُصَدَّقَه (')، فيه بَقِيّةُ الوَرَثَة، ومَن أقرَّ (') لأَ جنَبي في مرض موتِه، ثم قال: هو ابني، ثبت نسبُه منه، وبَطلَ إقرارُه له (')، ولو أقرَّ

الشهود النكاح، كذا في "الكفاية".

(١) قوله: "مقدم [على الديون المقربها في المرض]. . . إلخ "وقال الشافعي: دين المرض سواء كان بسبب معلوم أو لا، ودين الصحة يستويان لاستواء سببهما، وهو الإقرار الصادر عن عقل ودين، ومحل الوجوب الذمة القابلة للحقوق، وهي في الحالتين سواء، فصار كإنشاء التصرف مبايعة ومناكحة.

ولنا: إن الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير، وفي إقرار المريض ذلك، أي إبطال حق الغير؛ لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء، وبهذا منع المريض من التبرع، والمحاباة أي البيع بنقصان القيمة إلا بقدر الثلث، بخلاف النكاح؛ لأنه من الحوائج الأصلية، وهو بمهر المثل، معناه أن النكاح من الحوائج الأصلية، حال كونه بمهر المثل، وأما الزيادة على ذلك فباطلة، والنكاح جائز، والمرء غير ممنوع من الحوائج الأصلية، وإن ثمه دين الصحة، كالصرف إلى ثمن الأدوية والأغذية، وبخلاف المبايعة بمثل القيمة؛ لأن حق الغرماء تعلق بالمالية لا بالصورة، أي لا بمال معين مشخص في حال الصحة لم يتعلق حقهم بالمال لقدرته على الاكتساب، فلم يحتج إلى تعليق حق الغرماء بماله، فيتحقق التثمير، وهذه أي حالة المرض حالة العجز عن الاكتساب، فيتعلق حقهم به حذرًا عن التوى، فلا يتحقق التثمير، فيتعلق بالمال لا بالصورة، وحالتا المرض، أي أوله وآخره حالة واحدة؛ لأنه حالة الحجر بخلاف حالتي الصحة والمرض؛ لأن الأولى حالة إطلاق، وهذه حالة عجز، فافترقا، وإنما تقدم المعروفة الأسباب لأنه لا تهمة في ثبوتها، إذ المعاين لا مرد له، هذا خلاصة ما في "الهداية" و"العناية".

- (٢) يعنى الديون المقدمة.
- (٣) وإن كان بكل ماله. (ج)
- (٤) قوله: "وكان المقر له أولى" لقول عمر رضى الله عنه: إذا أقر المريض بدّين جاز ذلك عليه في جميع تركته، كذا في "الهداية". فإن قيل: الشرع قصر تصرف المريض على التُلث لقوله عليه السلام: «والثلث كثير» وذلك أقوى من قول عمر رضى الله عنه. أجيب: أن ذلك في الوصية وما في معناها، والإقرار للأجنبي ليس من ذلك، كذا في "العناية".
- (٥) قوله: "من الورثة" لأن الورثة لا يستحق شيئًا من مال الميت ما دام عليه دين. (العيني والفتح وغيرهما)
  - (٦) وكذا هبته له، ووصيته له. (ج)
- (٧) لقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث» ولا إقرار له بالدين، ولأنه ضرر لبقية الورثة، كذا في "الهداية"
   وغيرها.
  - (٨) فإن لهم أن يتركوا حقهم.
    - (٩) بعين أو دين.
- (١٠) قوله: "ثبت نسبه منه، وبطل إقراره له [لأنه إذا ثبت نسبه بطل إقراره؛ لأن إقرار المريض لوارثه

لأجنبية، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَم يَبطُل إقرَارُهُ لَهَا (۱)، ومَنْ طَلَقَ امراَته في مَرَضِ مَوتِه ثَلاثًا (۲)، ثُمَّ أقرَّ لَهَا بِدَينٍ ومَاتَ، فلَهَا الأقل مِن الدَينِ (۳) ومن ميرا ثِهَا منه ، ومَن أقرَّبغُ لام يُولَدُ مِثلُه لمِثلِه، ولَين ومَاتَ، فلَهَا الأقل مِن الدَينِ (۳) ومن ميرا ثِهَا منه ، ومَن أقرَّبغُ لام يُولَدُ مِثلُه لمِثلِه، وليسركه نسبُه مِنه والون (۷) كَانَ مَريضًا، ويُشارِكُ الورَثَة في الميراثِ (۸)، ويَجُوزُ إقرارُ الرَجُلِ بالوالدَينِ (۹) والزَوجَة والولد

باطل. (ج)] أى لو أقر المريض لأجنبى مجهول النسب ثم أقر بأنه ابن له، ثبت نسبه منه؛ لأن الإقرار بالنسب من الحوائج الأصلية؛ لأنه يحتاج إلى بقاء نسله وحاجته مقدمة على حق الورثة، ولا تهمة فيه لكنه يشترط فى ثبوت نسبه وجود التصديق من المقر له حيث كان من أهل التصديق، بأن كان يعبّر عن نفسه، وإنما بطل إقراره لأن دعوى النسب تستند إلى وقت العُلوق، فيظهر أن البنوة ثابتة وقت الإقرار، ولو لم يثبت نسبه بأن كذبه المقر له، أو عرف نسبه، صحّ الإقرار لعدم ثبوت النسب، وعند مالك: لا يبطل إقراره فى صورة ثبوت النسب إذا لم يتهم. (العينى والفتح)

- (١) قوله: "لم يبطل إقراره لها" والفرق بين هذا وبين المسألة قبلها أن دعوى النسب تستند إلى وقت العلوق، فتبين أنه أقر لابنه، فلا يصح، ولا كذلك الزوجية؛ لأنها تقتصر على زمان التزويج، فبقى إقراره لأجنبية يعنى أن التزويج إنما التزمه بالعقد، وهو متأخر عن الإقرار، فلا يمنع صحته. (الجوهرة)
  - (٢) قوله: "ثلاثًا" يعني بائنًا، ولو بدون الثلاث. (العيني والفتح)
- (٣) قوله: "فلها الأقل. . . إلخ" لأنهما متهمان في ذلك لجواز أن يكون توصلا بالطلاق إلى تصحيح الإقرار لها زيادة على ميراثها، ولا تهمة في أقل الدين، فتعطى الأقل من الأمرين بشرط التهمة، وهذا إذا طلقها برضاها، مثل أن تسأله الطلاق في مرضه، وأما إذا طلقها بغير رضاها، فإنها تستحق الميراث بالغا ما بلغ، والإقرار والوصية باطلان، وإن كانت عن لا يرث، بأن كانت ذمية صح إقراره لها من جميع المال، ووصيته من الثلث، كذا في "الينابيع" و"الجوهرة".
  - (٤) مفعول لـ"أقرّ".
- (٥) قوله: "وصدقه الغلام. . . إلخ" أى فيما إذا كان يعبر عن نفسه، أما إذا كان لا يعبر عن نفسه، فلا يشترط تصديقه، كذا في "نتائج الأفكار".
- (٦) قرله: "ثبت نسبه منه. . . إلخ" لأن النسب مما يلزمه خاصة ، فيصح إقراره به ، وشرط أن يولد مثله لمثله كيلا يكون مكذبًا في الظاهر ، وشرط أن لا يكون له نسب معروف ؛ لأنه أى النسب المعروف يمنع ثبوته ، أى النسب من غيره ، وإنما شرط تصديقه لأنه في يد نفسه ، إذ المسألة وضعها في غلام يعبر عن نفسه بخلاف الصغير الذي لا يعبر عن نفسه ، ولا يمنع ثبوت النسب بالمرض ؛ لأن النسب من الحوائج الأصلية . (الهداية)
  - (٧) وصلية.
- (A) قوله: "ويشارك الورثة في الميراث" لأنه لما ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف، فيشارك ورثته، كذا في "الهداية".
- (٩) قوله: "ويجوز إقرار الرجل بالوالدين [لأنه أقرّ بما يلزمه، وليس فيه تحميل النسب على الغير. (ج)]" بأن قال للرجل: هذا أبى، ولامرأة هذه أمى، والزوجة بأن قال لامرأة: هذه زوجتى بشرط خلوها عن زوج آخر وعدّته، وأن لا يكون تحت المقر أختها، ولا أربع نسوة سواها، وأن لا تكون مجوسية ولا وثنية، والولد بأن قال

والمَولَى (١)، ويُقبَلُ إقرارُ المَرأة بالوالدينِ والزَوجِ والمَولَى، ولا يُقبَلُ إقرارُهَا (٢) بالولد إلاّ أن يُصِد قَهَا الزَوجُ في ذَلِكَ (٢)، أو تَشهَد بولا دَتِهَا قَابِلَةٌ (٤)، ومَن أَقرَّ بنَسَب مِن غَيرِ الوّ أَن يُصِد والوَلد ينِ، والوَلد مثلُ الأخ والعَمِّ (٥) لَم يُقبَل إقرارُه بالنَسَب (١)، فإن كَانَ لَه وَارِثُ مَعرُوفٌ قريبٌ أو بَعيدٌ، فهُو أولَى بالميرَاثِ مِنَ المُقرّله (٧)، فإن لَم يَكُن لَه وَارِثٌ، استَحَقّ المُقرّله مِيرائه (٨)، ومَن مَاتَ أَبُوهُ، فأقرّ بِأَخٍ لَم يَثبُت (٩) نَسَب أُخِيه مِنهُ (١)، ويُشارِكُه في المِيرَاث (١١).

لآخر : هذا ولدى، وأعاد صحة الإقرار بالولد لذكر جملة ما يصح في جانب الرجل، والمولى أي مولى العتاقة سواء كان مُعتِقًا -بالكسر- أو مُعتَقًا -بالفتح- فإن الإقرار لكل واحد منهما صحيح. (العيني والمعدن)

- (١) لما بينا.
- (٢) لأن فيه تحميل النسب على الغير، وهو الزوج؛ لأن النسب منه.
- (٣) قوله: "إلا أن يصدقها الزوج [لأن الحق له. (الفاتح] في ذلك" وتشهد بولادتها قابلة، أي صح إقرار المرأة بالولد بأحد الشرطين: الأول: أن يصدقها زوجها؛ لأن الحق له، والثاني: أن تشهد قابلة أو غيرها بولادته منها ليتعين الولد، وكانت ذات زوج أو معتدة، وادعت أن الولد منه؛ لأن فيه تحميل النسب على الزوج، فلا يلزم بقولها؛ لأن النسب بالفراش، والحق للزوج، فإذا صدقها زوجها، فقد أقربه، وأما إذا لم يكن لها زوج، ولا هي معتدة، أو كان لها زوج، وادعت أن الولد من غيره، صح إقرارها؛ لأن فيه إلزاماً على نفسها دون غيرها، فينفذ عليها. (العيني والفتح)
  - (٤) بمعنى دايه، لأن قول القابلة في هذا مقبول. (الفاتح)
  - (٥) قوله: "مثل الأخ والعم" بأن قال للآخر: هذا أخي وهذا عمي. (المعدن)
    - (٦) لأن فيه تحميل النسب على الغير . (ج)
- (٧) قوله: "فهو أولى بالميراث من المقرله" لأنه لما لم يثبت نسبه لا يزاحم الوارث المعروف، وعلى هذا لو
   كان له عمة، أو خالة، فهو أولى منه، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٨) قوله: "استحق المقر له ميراثه" لأن له ولاية التصرف في ماله عند عدم الوارث، ألا ترى أن له أن يوصى بجميعه، فيستحق جميع المال، وإن لم يثبت نسبه، وليست هذه وصية حقيقة حتى من أقر في مرضه بأخ، ثم أوصى لآخر بجميع ماله، كان للموصى له ثلث المال، ولو كان الأول وصية لاشتركا نصفين.

قال في "الينابيع": ومن أقر بأخ أو خال أو عم، وليس له وارث، ثم رجع عن إقراره، وقال: ليس بيني وبينك قرابة، صح رجوعه، ويكون ماله لبيت المال. (الجوهرة)

- (٩) قوله: "ومن مات أبوه فأقر بأخ. . . إلخ" قيل: هذه المسألة بعينها فهمت مما تقدم، فتقع مكررة، قلت: ليس كذلك، لأن المقر في المسألة السابقة موروث، وههنا وارث، وإن كانتا سواء في عدم ثبوت النسب. (العيني) (١٠) لأن فيه حمل النسب على الغير، ولا ولاية للمقر عليه.
- (١١) قوله: "ويشاركه. . . إلخ" أى يشارك المقر له في الإرث المقرّ سواء كان معه وارث أو لا، لأنه يؤخذ بإقراره، فيأخذ المقر له نصف ما قبض المقر من التركة، كذا في القهستاني.

#### كتاب الإجارة (١)

# الإجَارَةُ عَقدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ (١) بِعِوَضٍ (٦)، ولا تَصِحُ (١) حَتّى تَكُونَ الْمَنَافِعُ مَعلُومَةُ (٥)

(١) قوله: "كتاب الإجارة" الإجارة في اللغة اسم للأجرة، كالجعالة اسم للجعل، تقول: أجره يأجره أجرًا من باب طلب وضرب على ما في "النهاية" و "الصحاح"، أي أعطاه الأجرة فهو آجر.

قال العلامة العيني : هي أي الإجارة فعالة أو إعالة على تقدير حذف فاء الفعل من أجر يأجر من باب طَلَبَ فهو أجر ، وذاك مأجور .

وفي "شرح الوقاية": قال بعض أهل العربية: هي فعالة من المفاعلة، وآجر على وزن "فَاعَلَ" لا "أفعَلَ"؛ لأن الإيجار لم يجئ، فالمضارع يؤاجر، واسم الفاعل مؤاجر.

وفي "كتاب العين" للخليل: آجرت زيدًا مملوكي وأوجره إيجارًا، وفي "الأساس": آجر وهو مؤجر، ولم يقل: مؤاجر، فإنه غلط، ومستعمل في موضع قبيح، فآجر أفعل لا فاعل.

وفي "المجمل": أجرت الرجل مؤاجرة آذا جعلت على فعله أجرًا، والمفهوم عن "التاج" أيضًا: أن المؤاجرة بمعنى الإيجار.

وقال القهستاني: وإن كان الإجارة في الأصل مصدر أجر يأجر إلا أنها في الأغلب يستعمل بمعنى الإيجار، إذ المصادر يقام بعضها مقام البعض، فيقال: أجرت الدار إجارة، أي أكريتها، ولم يجئ من فاعل بهذا المعنى على ما هو الحق، فاختلفت الأقوال في أن الإجارة من الإفعال أو المفاعلة.

أقول: الصحيح أنها تجيء منهما، أي من الأفعال والمفاعلة، كما جوزّه المحقق الزمخشري في كتابه المسمى بـ"مقدمة الأدب" كون آجره الدار من باب الإفعال والمفاعلة معًا.

والأجرة اسم لما يعطى من كرى الأجير، والأجر ما يستحق على عمل الخير، ولهذا يدعى به، فيقال: أعظم الله أجرك، وهي أي الإجارة في الشرع بيع منفعة معلومة بأجر معلوم، كذا في "الكنز".

وفى "الجوهرة النيّرة": هى عقد على المنافع بعوض مالى يتجدد انعقاده بحسب حدوث المنافع ساعة فساعة ، وكان القياس فيها أن لا تجوز؟ لأنها عقد على ما لم يخلق، وعلى ما ليس فى ملك الإنسان، وإنما جوزت لقوله عليه السلام: «أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» وقال عليه السلام: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه عصمته رجل أعطانى ثم غدر أى أعطانى الذمام ورجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً واستوفى منه عمله ولم يوفه أجره»، ثم لما كان قوام الدين بتحقق العهود وقيام الدنيا بتصحيح العقود.

والعقود ضربان: عقود معاوضات وتبرعات، وعقود المعاوضات ضربان، ضرب يرد على الأعيان، كالبياعات، وضرب يرد على الأجارات والعقود الواردة على الأعيان أقوى وألزم، ناسب أن يقدّم المصنف رحمه الله البياعات وتوابعها على الإجارات، ثم يتبعها بالإجارات.

(٢) قوله: "على المنافع [احترز به عن بيع الأعيان]" حتى لو حال بينه وبين تسليم المنافع حائل، أو منعه مانع، أو انهدمت الدار، لم يلزمه العوض؛ لأن المنافع لم تحصل له، كذا في "الجوهرة النيّرة".

(٣) احترز به عن العارية.

(٤) قوله: "ولاتصح حتى تكون المنافع معلومة" لقوله عليه السلام: «من استأجر أجيراً فليعلم أجره» فإنه كما يدل بعبارته على كون معلومية الأجرة شرطًا يدل بدلالته على اشتراط معلومية المنافع؛ لأن المعقود عليه في الإجارة هو المنافع وهو الأصل والمعقود به، وهو الأجرة كالتبع والثمن، فإذا كانت معلومية التبع شرطًا كان معلومية الأصل أولى بذلك، كذا في "العناية".

والأجرَةُ مَعلُومَةً (١) ومَا جَازَأَن يَكُونَ ثَمَنًا في البَيع (٢)، جَازَأَن يَكُونَ أَجرَةً في الإجَارَةِ (٣).

والمنافعُ تَارَةً تَصِيرُ مَعلُومَةً بالمُدّة كاستَنجارِ الدُورِ للسُكنَى والأرضينَ للَزَرَاعَة، فيَصِح العَقدُ عَلَى مُدّة مَعلُومَة (1) أيَّ مُدّة كَانَت، وتَارَةً تَصِيرُ مَعلُومَةً بالعَمَلِ والتسمية (٥) كمَن استَأجَرَ رَجُلا عَلَى صَبغ ثُوب، أو خياطَة ثَوب، أو استَأجَرَ دَابّةً ليَحمِلَ عَليهَا مِقدَارًا معلُومًا إلى مَوضِع مَعلُوم، أو يَركَبَها مُسَافَةً مَعلُومَةً، وتَارَةً تَصِيرُ مَعلُومَةً بالتَعيينِ والإشَارَة (٢)، كمَن استَأجَرَ رَجُلا ليَنقُلَ هَذَا الطَعَامَ إلى مَوضِع مَعلُوم (٧).

(٢) قوله: "وما جاز أن يكون ثمنًا [المراد بالثمن ههنا ما يجب في الذمة] في البيع" كالنقود والمكيل والموزون، وما لا يجوز أن يكون ثمنًا في البيع لا يكون أجرة في الإجارة، كالخمر والخنزير والدم والميتة، كذا في "الفاتح".

وقوله: "ما جاز أن يكون. . . إلخ" لا ينافى العكس حتى صح أجرة ما لا يصح ثمنًا كالمنفعة، فإنها لا تصلح ثمنًا، وتصلح أجرة إذا كانت مختلفة الجنس، كالاستئجار سكنى الدار بزراعة الأرض، وإن اتحد جنسها لا يجوز كاستئجار الدار لسكنى الدار، وكاستئجار الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرى، كذا في "العيني".

- (٣) قوله: "جاز أن يكون أجرة . . . إلخ" لأن الأجرة ثمن المنفعة ، فيعتبر ثمن المبيع ، وما لا يصلح ثمنًا في البيع يجوز أن يكون أجرة أيضًا كالحيوان ، فتبين أن هذا غير منعكس ، كذا في " الجوهرة النيرة " .
- (٤) قوله: "فيصح العقد على مدة معلومة" لأن منافع الدور والأرض لا تكون معلومة إلا بتقدير المدة؛ لأن المدة إذا لم تكن معلومة التنازع، كذا في لأن المدة إذا لم تكن معلومة اختلف المتعاقدان فيها، فيقول أحدهما: شهر، والآخر أكثر، فيقع التنازع، كذا في "الجوهرة النيّرة"، وقوله: أي مدة كانت، إشارة إلى أن الإجارة تجوز، طالت المدة أو قصرت، لكونها معلومة، كذا في "الهداية".
- (٥) قوله: "وتارةً تصير [المنافع]معلومة. . . إلخ" لأنه إذا بيّن الثوب، ولون الصبغ، وقدره، وجنس الخياطة، وقدر المحمول، وجنسه، والمسافة، صارت المنفعة معلومة بالتسمية، كذا في "العيني شرح الكنز".
- (٦) قوله: "وتارةً تصير معلومة بالتعيين والإشارة... إلخ" لأنه إذا عيّن المحمول وغاية الحمل، تعينت المنفعة، فيصح العقد، كذا في "العيني شرح الكنز"؛ ولأنه إذا آراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه، كانت المنفعة معلومة، فيصح العقد، كذا في "الهداية".
- (٧) قوله: "كمن استأجر رجلا لينقل هذا الطعام إلى موضع معلوم" قال في الكرخي: وما لم يحط الطعام من رأسه، لا تجب له الأجرة؛ لأن الحط من تمام العمل. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "حتى تكون المنافع معلومة . . . إلخ" لأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضى إلى المنازعة ، كجهالة الثمن والمبيع . (الجوهرة)

<sup>(</sup>١) دفعًا للفساد.

ويَجُوزُ استِنْجَارُ الدُورِ والحَوانِيتِ للسُكنَى (۱) وإن لَم يُبَيّنُ ما يَعمَلُ فِيهَا (۲) ولَه أَن يَعمَلُ اللهُ عَمَلُ فِيهَا (۲) ولَه أَن يَعمَلَ (۱) كُلِّ شَيء (۱) إلا الحِدَ ادَةَ (۱) والقصَارَةَ (۱) والطَحنَ (۱) ويَجُوزُ استِئجَارُ الأرَاضِي ليَعمَلَ (۱) وللمُستأجِر الشِربُ والطريقُ (۱) وإن لَم يَشتَرِط، ولا يَصِحُّ العَقدُ (۱) حَتّى يُسَمّى للزِرَاعَة (۱) وللمُستأجِر الشِربُ والطريقُ (۱) وإن لَم يَشتَرِط، ولا يَصِحُّ العَقدُ (۱) حَتّى يُسَمّى

(١) قوله: "ويجوز استئجار الدور والحوانيت [جمع حانوت بمعنى الدكان]. . . إلخ" الحوانيت هي الدكاكين، وذلك لأن العمل المتعارف فيها السكني، فينصرف إليه، وهو لا يتفاوت إذا لم يكن فيه ما يوهن البناء، فصارت المنافع معلومة، فلا يحتاج إلى تسمية نوعها، كذا في "الجوهرة".

وقوله: للسكنى صلة الدور والحوانيت لا صلة الاستئجار، يعنى ويجوز استئجار الدور والحوانيت المعدة للسكنى، إلا أن يقول زمان العقد: استأجرت هذه الدار للسكنى، فإنه لو نص هكذا وقت العقد، لا يكون له أن يعمل فيها غير السكنى، وصورة المسألة ما قال: استأجرت هذه الدار بكذا شيئًا، ولم يبين شيئًا يعمل فيها السكنى أو غيره، كذا في "العينى".

قال الخجندى: إذا استأجر دار شهرًا، فإن كان العقد حصل في غرة الشهر، يقع على الهلال، فإذا انسلخ انقضت المدة، وإن كان حصل في بعض الشهر، يقع على ثلاثين يومًا، وإن استأجرها سنة إن وقع في غرة الشهر يقع على اثنى عشر شهرًا بالأهلة اتفاقًا، وإن وقع في بعض الشهر وقع على تلك السنة كلها بالأيام ثلاثمائة وستين يومًا عند أبى حنيفة، وعندهما: أحد عشر شهرًا بالأهلة والشهر الواحد بالأيام يحسب ما بقى من أول الشهر، فيكمل في آخر الشهر، كذا في "الجوهرة".

(٢) قوله: "وإن لم يبين ما يعمل فيها" إن هذه وصلية، وكان القياس يأبى جواز ذلك، لأن الدار تصلح للسكنى ولغيرها، وكذا الحوانيت تصلح للأشياء المختلفة، فلا تجوز للجهالة كالأرض والثياب، فإنهما يختلفان باختلاف العامل والعمل، فلا بد من البيان، لكن الاستحسان جوزّه، ووجهه أن المتعارف فيها السكنى، ولهذا تسمى مسكنًا، فينصرف إليه، وأنه لا يتفاوت، فتصح العقد بخلاف ما يختلف باختلاف المستعمل، مثل الثوب والدابة وغيرهما، فإنه لا بد فيه من بيان المستعمل. (ملخص من "البحر" و "الفتح" و "العينى")

(٣) فيها.

(٤) قوله: "كل شيء [من أعمال السكني]" يعنى مما لا يضر بالبناء نحو الوضوء وغسل الثياب وكسر الحطب ونحو ذلك، كذا في "الطائي شرح الكنز".

(٥) قوله: "إلا الحدادة [آهن كرى]. . . إلخ 'لأن فيه ضررًا ظاهرًا؛ لأنه يوهن أى يضعف البناء، فيتقيد العقد بما وراءها دلالة ، كذا في "الهداية".

(٦) رن*گ* ريزي.

(٧) قوله: "والطحن [آسيا]" لأن في نصب الرحى ضرراً، والمراد بالرحى رحى الماء ورحى الثور، أما رحى البد فلا ينع من النصب فيها؟ لأن هذا لا يضر البناء، وهو من توابع السكنى عادة، فلا بد منه، كذا في "تبين الحقائق".

(٨) قوله: "ويجوز استثجار الأراضي للزراعة [لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها]" وغيرها من المنافع المقصودة للإجماع العملي عليه، اعلم أن إجارة الأرض تصح على منفعته تحصل منها أي منقعة كانت لا على العين، وحينئذٍ فلا ينحصر إجارة الأرض في الزراعة والغرس والبناء، كما يوهمه ظاهر المتون، بل تعم جميع

ما يَزرَعُ فِيهَا (۱) ، أو يَقُولُ: عَلَى أَن يَزرَعَ فِيهَا ما شَاءَ (۲) ، ويَجُوزُ أَن يَستَأْجِرَ السَاحَة (آ) لِيَبنَى فِيهَا ، أو يَغرِسَ فِيهَا نَخلا أو شَجَرًا (١) ، فإذَا انقَضَت مُدّةُ الإجَارَةِ لَزِمَه (٥) أَن يَقلَعَ البِنَاءَ وَالغَرْسَ (١) ، ويُسَلّمَهَا (٢) فَارغة (١) وَشَجَرًا (مَا حبُ الأرض (٩) أَن يَغرَمَ لَه (١) قَيمَةَ ذَلكَ (١) مَقلُوعًا ، و (١) ويُسَلّمَهَا (١)

أنواع الانتفاعات بالأرض من طبع الآجر والحذف، فقد صرح في "الهداية" بأن الأرض تستأجر للزراعة وغيرها. قال في "البحر": وإذا عرفت ذلك ظهر لك صحة الإجارات الواقعة في زماننا من أنه تستأجر الأرض مقيلا مراحا قاصدين بذلك إلزام الأجرة بالتمكن منها مطلقا، سواء شملها الماء وأمكن زراعتها أولا. ولما لم تصح الإجارة على العين لا يصح استئجار الأرض ليبين منها، فإنها إجارة على العين، كما في "البحر" نقلا عن الولوالجية. (ملخص ما في "البحر" وغيره)

- (٩) قوله: "وللمستأجر الشرب [بالكسر: النصيب من الماء، كذا في "المغرب"] والطريق" لأن الإجارة تعقد للانتفاع، ولا انتفاع إلا والشرب والسلوك إليها، فصار ذلك من مقتضاها، فيدخلان في مطلق العقد، وإن لم يذكرا بخلاف البيع، فإنهما لا يدخلان فيه إلا بذكر الحقوق والمرافق؛ لأن المقصود منه ملك البرقبة لا الانتفاع في الحال، كما في "الجوهرة النيرة" و"الهداية".
  - (١٠) أي عقد استئجار الأرض للزراعة.
- (١) قوله: "حتى يسمى...إلخ" لأنها قد تستأجر للزراعة ولغيرها كالبناء، وغرس الأشجار وما يزرع فيها متفاوت؛ لأن البعض يضر بالأرض كالذرة، والبعض لا يضره كالبطيخ، فلا بد من التعيين كيلا يقع المنازعة، كذا في "الهداية".
  - (٢) لأنه لما فوّض الخيرة إلى المستأجر ارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة.
    - (٣) هي الأرض الخالية عن البناء والشجر.
      - (٤) لأنها منفعة تقصد بالأراضى.
        - (٥) المستأجر.
- (٦) قوله: "يقلع" لأنه لا نهاية للبناء والغرس، وفي إبقاءهما إضرار بصاحب الأرض، فله أن يقلع إلا أن
   يكون في الغرس ثمرة، فتبقى بأجر المثل إلى حين الإدراك، كذا في "الهداية" و "البحر" و "الفتح" وغيرها.
  - (٧) أى الأرض.
  - (٨) أي حال كونها فارغةً من البناء والغرس.
- (٩) قوله: "إلا أن يختار . . . إلخ" إنما يكون الخيار لصاحب الأرض إذا كانت الأرض تنقص بالقلع، فحينئذ يتملكه بالقيمة مقلوعًا، وإن لم يرضَ المستأجر بذلك، وأما إذا كانت الأرض لا تنقص بالقلع، فليس له تملكه بالقيمة إلا أن يرضى المستأجر بذلك، كذا في "الجوهرة" .
  - (١٠) أي لصاحب الشجر والبناء.
    - (١١) أي الشجر والبناء.
      - (۱۲) أن.

يتَمَلَّكَهُ (١)، أويَرضَى بتَركه عَلَى حَاله (٢)، فيَكُونُ البِنَاءُ (٦) لَهَذَا (١)، والأرضُ لهَذَا (٥).

ويَجُوزُ استِئجَارُ الدَوَابِ للرُكُوبِ والحَملِ (١) فإن أَطلَقَ (١) الرُكُوبَ، جَازَلَه أَن يُركِبَهَا مَن شَاءَ (٨) وكَذَلِكَ إِن استَأْجَرَ ثَوبًا للبس، وأَطلَقَ (١) فإن قَالَ لَه: عَلَى أَن يَركَبَهَا يُركَبَهَا فَلانُ، أُو يَلبَسَ الثَوبَ فَلانُ، فأرْكَبَهَا غَيرَهُ، أَو أَلبسَهُ غَيرَه كَانَ ضَامِنًا (١٠) إِن عَطَبتِ الدَابَةُ، أَو فَلانُ، أَو يَلبَسَ الثَوبُ (١٠)، وكَذَلكَ كُلِّ مَا يَحْتَلفُ (١) باختلاف المُستَعمل (١٣).

فأمّا العَقَارُ وما لا يَختَلفُ باختلاف المُستَعملِ، فإن شَرَطَ سُكنَى وَاحِد بعَينِه، فله أَن يُسكنَ غَيرَه (١٤)، وإن سَمّى (١٥) نَوعًا (١٢) وقَدرًا (١٧) يَحملُه (١٨) عَلَى الدَابّة مثلَ أَن يَقولَ: حَمسَةُ اللهُ اللهُ اللهُ مثلَ أَن يَقولَ: حَمسَةُ

- (٣) والشجر .
- (٤) أي للمستأجر.
- (٥) أي للمؤجر الذي هو صاحب الأرض.
- (٦) والثوب للبس؛ لأن كل واحد منهما منفعته معلومة معهودة. (ج)
- (٧) قوله: "فإن أطلق" بأن قال: على أن يركب من شاء، كذا في "الطائي".
- (٨) قوله: "جازله أن يركبها...إلخ" عملا بالإطلاق، كذا في "الجوهرة"، ولأنه يختلف باختلاف الراكب، فلا يجوز إلا بالتعيين، أو بأن يشترط أن يفعل ما شاء، كذا في "العيني شرح الكنز"، ولو لم يبين من يركبها، أو لم يقل: أن يفعل فيها ما شاء، فسدت الإجارة للجهالة، فلو أركب، أو ركب بنفسه وجب عليه المسمى استحسانًا، وفي القياس عليه أجر المثل، كذا في "الخلاصة"، وهكذا في "الدر المختار".
  - (٩) لتفاوت الناس في اللبس. (ج)
- (١٠) قوله: "كان ضامنًا. . . إلخ" لأنه صار متعديًا؛ لأن الركوب واللبس مما يتفاوت فيه الناس، فرُب خفيف جاهل أضر على الدابة من ثقيل عالم، كذا في "رد المحتار".
- (١١) قوله: "إن عطبت [أى هلكت. (الفاتح)] الدابة أو تلف الثوب" ولا أجر عليه إذا عطبت؛ لعدم اجتماع الضمان والأجر؛ لأنا جعلنا فعله إتلافًا من الابتداء، والإتلاف لا يقابل بالأجر. (فتح الله المعين باختصار)
  - (١٢) كالفسطاط ونحوه.
  - (١٣) بكسر الميم الثانية.
  - (١٤) لعدم التفاوت. (ج)
    - (١٥) المستأجر.
    - (١٦) موصوف.

<sup>(</sup>١) أي كل واحد من الشجر والبناء.

<sup>(</sup>٢) قوله: "أو يرضى [صاحب الأرض] بتركه. . . إلىغ" لأن الحق له، فإذا رضى باستمراره على ما كان بأجر، أو بغير أجر، كان له ذلك، كذا في "العيني شرح الكنز".

أقفزَة حِنطَة، فلَه أَن يَحمِلَ ما هُو مِثلُ الجِنطَة في الضَررِ (''، أو أَقَلَ كالشَعيرِ والسمسم، وليس لَه أن يَحمِلُ ما هُو أَضَر مِن الجِنطَة في الضَررِ الله والجَديد والرَصَاص ('')، فإن استَأْجَرَهَا اليَحمِلَ عَلَيهَا قُطنًا سَمّاهُ، فليس لَه أَن يَحمِلَ مِثلَ وَزنِه حَديدًا ('')، وإن استَأْجَرَهَا لِيَركَبَها، فأردَفَ مَعَه رَجُلا ('') أَخَرَ فعَطَبَت، ضَمنَ نصفَ قيمَتها ('')إن كَانَت الدَابّةُ

(۱۷) موصوف.

- (١) قوله: "فله [أى للمستأحر] أن يحمل ما هو مثل الحنطة . . . إلخ" لعدم التفاوت أو لكونه خيرًا من الأول، وذكر بعض المشايخ أن له أن يحمل مثل كيل الحنطة شعيرًا لا وزنًا، وبعضهم سوى بين الكيل والوزن، كذا في "الجوهرة".
- (٢) قوله: "وليس له أن يحمل ما هو أضر" إلا إذا رضى بشىء يكون راضيًا بكل ما هو مثله أو دونه دلالة
   دون ما هو أضر منه، فإن حمل عليها مثل الحنطة حديدًا أو ملحًا أو رصاصًا ضمن، كذا في "العيني شرح الكنز".
- (٣) قوله: "أضر من الحنطة كالملح . . . إلخ" والأصل فيها أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد، فاستوفى تلك المنفعة أو مثلها، أو أقل منها جاز، وإن استوفى أكثر منها لم يجز، فله أن يحمل كر حنطة لغيره لو استأجرها لحمل كر حنطة نفسه ؟ لأنه مثله، وعلى هذا زراعة الأراضي لو عين نوعًا للزراعة، له أن يزرع مثله، وأخف منه لاأضر . (ملخص ما في "البحر" والعيني)
  - (٤) سيسه .
- (٥) قوله: "فليس له أن يحمل مثل وزنه حديداً [لما مر من أنه أضر الدابة]" لأنه أضر بالدابة، فإن الحديد يقع من الدابة على موضع واحد من ظهرها، والقطن يبسط على ظهرها، فكان أخف على الدابة وأيسر، فإن هلكت ضمن قيمتها، ولا أجرة عليه؛ لأنه يحمله مخالفاً، فصار كالغاصب، كذا في القاضي، وأما إذا سلمت فعليه الأجرة، قال في "شرح الإرشاد": وكذا إذا استأجرها ليحمل الحديد، لم يكن له أن يحمل عليها مثل وزنه قطناً. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "فأردف معه رجلا" قيدبه لأنه إن أردف صبيًا لا يتمسك ضمن ما زاد الثقل، وإن كان يتمسك،
   فهو كالرجل، كذا في "الجوهرة".
- (٧) قوله: "ضمن نصف قيمتها [يعنى مع الأجرة]. . . إلخ" أى ضمن المتسأجر نصف قيمة الدابة، ثم المالك بالخيار، إن شاء ضمن المستأجر وإن شاء ضمن ذلك الرجل، فإن ضمن المستأجر لا يرجع هو على ذلك الرجل مستأجرًا كان أو مستعيرًا، وإن ضمن ذلك الرجل، رجع هو على المستأجر إن كان ذلك الرجل مستأجرًا، وإن كان مستعيرًا لا يرجع، ولم يتعرض الشيخ لوجوب الأجر، والمنقول في "النهاية" و "المحيط": إنه يجب جميع الأجر إذا هلكت بعد بلوغ المقصد مع تضمين نصف القيمة ؛ لأنه استوفى المنفعة.

لا يقال: كيف اجتمع الأجر والضمان مع امتناع جمعهما؟ لأنا نقول: إن الضمان لركوب غيره، والأجر لركوبه بنفسه، فهما باعتبارين مختلفين، فلا منع في الجمع. (البحر الرائق والفتح وغيرهما)

<sup>(</sup>١٨) هذه صفة لكلا الموصوفين.

تُطيقُهُمَا (١) ولا يُعتَبَرُ بالثقلِ (٢) وإن استَأْجَرَهَا لِيَحمِلَ عَلَيهَا مِقدَ ارَّا مِن الجِنطَة ، فحمَلَ عَلَيهَا مُقدَ ارَّا مِن الجِنطَة ، فحَمَلَ عَلَيهَا أكثَرَ مِنهُ ، فعَطَبَت ضَمِنَ (١) ما زَادَ مِن الثِقلِ ، وإن كَبَحَ (١) الدَابَّة بِلَجَامِهَا ، أو ضَرَبَهَا ، فعَطَبَت ، ضَمَنَ (٥) عندَ أبي حَنيفَة رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى .

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ: لا يَضمَنُ (١)، والأَجَرَاءُ عَلَى ضَربَينِ (١): أجيرٌ مُشتَرَكٌ، وأجيرٌ خَاصّ (١٠) فالمُشتَرَكُ مَن لا يَستَحقّ الأَجرَةَ (١)، حَتّى يَعمَلَ (١٠) كالصبّاغ

(٣) قوله: "ضمن [وهذا إذا حملها المستأجر] ما زاد من الثقل. . . إلخ " لأنها عطبت بما هو مأذون وغير مأذون، والسبب الثقل، فانقسم عليهما إلا إذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك الدابة، فحينتُذ يضمن كل قيمتها لعدم الإذن فيه أصلا لخروجه عادة عن طاقة الدابة، كذا في "الجوهرة النيرة".

وفي قول الشيخ: ضمن ما زاد من النقل إشارة إلى أن الضمان في مقابلة الزائد، والأجر في مقابلة الخمل المسمى، فلم يجتمعا، كذا في "رد المحتار"، وهذا إذا كان الزيادة من جنس المسمى، كما يشير إليه لفظ الزيادة، فلو حمل جنساً آخر غير المسمى، وجب جميع القيمة، وإن حملها صاحب الدابة بيده وحده، فلا ضمان على المستأجر، وإن حملاه معًا وجب النصف على المستأجر، ولو حمل كل واحد صديقًا وحده، لا ضمان على المستأجر، ويجعل حمل المستأجر ما كان مستحقًا عليه بالعقد. (ملخص الحواشي)

- (٤) أي جذبها إلى نفسه بعنف. (ج)
- (٥) قوله: "ضمن" لأن الإذن في ذلك مقيد بشرط السلامة، وعليه الفتوى، كذا في "الجوهرة".
- (٦) إذا فعل منه فعلا متعارفًا، وأما إذا ضربها ضربًا غير معتاد، وكبحها كبحًا غير معتاد فعطبت ضمن
- (٧) قوله: "والأجراء [على وزن فُعَلاء جمع أجير] على ضربين "المراد بالأجراء الأجير؛ لأن الألف واللام إذا دخلتا في الجمع بطل معنى الجمع، فيكون للجنس، كما في قوله: لا أتزوج النساء حتى لو تزوج امرأة واحدة يحنث، كذا في "النافع". (الفاتح)
- (٨) قوله: "أجير مشترك" الأجير المشترك من يكون عقده واردًا على عمل هو معلوم ببيان محله؛ لأن المعقود عليه في حقه الوصف الذي يحدث في العين بعمله، فلا يحتاج إلى ذكر المدة كالقصار والصباغ، والأجير الخاص من يكون العقد واردًا على منافعه، ولا يصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة أو المسافة. (الفتح وغيره)
- (٩) قوله: "فالمشترك من لا يستحق. . . إلخ" يعنى الأجير المشترك الذي يعمل لغير واحد لا يستحق الأجر حتى يعمل؛ لأن المعقود عليه العمل، فإذا لم يسلم إلى المستأجر لا يجب الأجر. (الفتح)
  - (١٠) لأن الإجارة عقد معاوضة، فتقتضى المساواة بينهما، كذا في "تبيين الحقائق".

<sup>(</sup>١) قوله: "تطيقهما" قيّدبه لأنها أي الدابة إن كانت لا تطيقهما ضمن كل القيمة، كذا في "المستصفي".

<sup>(</sup>۲) قوله: "ولا يعتبر بالثقل [بكسر الثاء وتحريك القاف]" لأن الدابة يعقرها جهل الراكب الخفيف، ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسية، ولأن الآدمى غير مأذون، فلا يمكن معرفته بالوزن، فلا ينقسم الضمان على الثقل، بل يعتبر عدد الراكب كعدد الجناية، فإنه إذا جرح رجل رجلا جراحة واحدة، والآخر عشر جراحات خطأ، فمات فالدية بينهما أنصافًا؛ لأنه رب جراحة واحدة أكثر تأثيرًا من عشر جراحات، وإن كانت الدابة لا تطيق ضمن جميع قيمتها، كما قال صاحب "الكنز" في "الكافي".

والقَصَّار، والـمَتاعُ أَمَانَةٌ في يَده إن هَلَكَ لَم يَضمَنْ شَيئًا (١) عندَ أبي حَنيفَةَ (٢).

وقَالارَحِمَهُمَا اللهُ: يَضِمَنُه وما تَلَفَ بِعَمَلِه كَتَخرِيقِ الثَّوبِ مِن دَقَّه (٣) وزَلَقِ (١) الحَمَّالِ، وانقِطَاع الحَبْلِ الذِي يَشُدَّ بِه (٥) المُكَارِي (١) الحَمْلَ، وغَرْقِ السَفِينَةِ مِن مَدَّهَا (٧) مَضمُونٌ (٨)

(۱) قوله: "لم يضمن. . . إلخ" اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير أو لا ، والأول إما بالتعدى أو لا ، والثانى لا أى إذا لم يهلك بفعل الأجير إما أن يكن الاحتراز عنه أو لا ، ففى الأول بقسميه يضمن اتفاقًا ، وفى ثانى الثانى لا يضمن اتفاقًا ، وفى أوله لا يضمن عند الإمام مطلقًا ، ويضمن عندهما مطلقًا ، والفتوى على قول أبى حنيفة ، وبه جزم أصحاب المتون كـ "الوقاية" و "الملتقى" و "الغرر" و "الإصلاح" ، فكلهم صرحوا بعدم الضمان ، وإن شرطه ، وأما الهداية والكنز والمجمع فأطلقوا عدم الضمان ، وبه أفتى فى "الخانية" و "المحيط" و "التتمة" .

واختاره في "الطائي شرح الكنز"، وذكر الفقيه أبو الليث أيضًا كذلك، وهو قول كبار التابعين كعطاء وطاوس، وقال في "الدر المختار": هو المذهب، وأفتى بعضهم على قولهما.

قال في "البدائع": لا يضمن عنده ما هلك بغير صنعه قبل العمل أو بعده؛ لأنه أمانة في يده، وهو القياس، وقالا: يضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مكابرين، وهو استحسان، فهذه أقوال كلها مصححة مفتى بها، وما أحسن التفصيل الأخير قاله في "الخيرية"، وأفتى المتأخرون بالصلح على النصف عملا بالقولين.

قال في "شرح الملتقي": قال الزاهدي: على هذا أدركت مشآيخنا بخوارزم، وأقره القهستاني، وفي "جامع الفصولين" منهم شمس الأئمة الأوزجندي وأئمة فرغانة، وهل يجبر على الصلح؟ حرر في "تنوير البصائر": نعم، وهذا قول الأوزجندي وأئمة خوارزم وفرغانة.

وقال أثمة سمرقند: لا يجبر، فعلم أنهما قولان في الجبر وعدمه، فما في منح الغفار مما يفيد أن الإمام ظهير الدين رجع عن القول بالجبر لايدل على أن القول به مهجور إلا أن ينقل الرجوع عن كل من قال به، فافهم هذا ما لخصته من " الجوهرة" و " الطائئ" و " الدر المختار " وحاشيته " رد المحتار " .

- (٢) وزفر .
- (٣) أي دق القصار: كوفتن.
  - (٤) لغزيدن.
- (٥) قوله: "وانقطاع الحبل الذي . . . إلخ "قال محمد في "الأصل" : إذا انقطع حبل الحمال وتلف ضمن، وقيّد الشيخ بقوله : "يشد به المكارى الحمل" لأنه لو كان الحبل لصاحب المتاع لا يضمن، قال في "العناية" : ولو حمل بحبل صاحب المتاع فتلف لم يضمن، وقال في "الهداية" : وقطع الحبل من قلة اهتمامه، فكان من صنعه . (تكملة البحر الرائق)
  - (٦) كرايه دهنده.
- (٧) قوله: "وغرق السفينة من مدها" أي مد الملاح السفينة، وقيد المصنف الضمان بالمد؛ لأنها لو غرقت من ريح، أو موج، أو لشيء وقع عليها، أو لصدم جبل، فهلك ما فيها، لا يضمن في قول الإمام. (الملخص)
- (٨) قوله: "مضمون [لأن هذه الأشياء حصلت بفعله. (ج)]" هذا جواب المسائل كلها ، فقوله: "وما تلف بعمله" مبتدأ و "مضمون" خبره ، وهذا عندنا ، وقال الإمام الشافعي وزفر: لا يضمن الأجير في هذه المسائل ؛ لأنه مأذون فيه ، والأمر المطلق ينتظم العمل بنوعيه المعيب والسليم ، ولا يمكن التحرز عن الدق المعيب، وقس عليه غيره . ولنا: إن التلف حصل بفعل غير مأذون فيه ؛ لأن المأذون فيه هو السليم دون غيره عرفًا وعادةً فيضمن ،

إلا (١) أنّه لا يَضمَنُ (١) بِه (٣) بَنِي آدَمَ مِمَّن غَرَقَ في السَفينة، أو سَقَطَ مِن الدَّابَّةِ لَم يَضمَنهُ (١) وإذَا فَصَدَ الفَصَّادُ، أو بَزَغَ البَرَّاغُ (٥) ، ولَم يَتَجَاوَز المَوضِعَ المُعتَادَ، فلا ضَمَانَ عَلَيهِ مَا فِيمَا عَطَبَ (١) من ذَلكَ، وإن تَجَاوَزَهُ ضَمنَ (٧) .

والأجِيرُ الْخَاصِ (٨) هُوَ الذي يَستَحِق الأجرَة بتَسلِيم نَفسِه في السمُدة (٩)، وإن لَم

واعلم أن الأجير المشترك إنما يضمن ما تلف في يده بشرائط ثلاثة: الأول: أن يكون في قدرته دفع ذلك الفساد، فلو لم يكن له قدرة على ذلك، كما لو غرقت السفينة من موج أو ريح، أو جبل صدمها لا ضمان على الملاح.

الثاني: أن يكون محل العمل مسلمًا إليه بالتخلية، فلو لم يكن محل العمل مسلمًا إليه، بأن كان رب المتاع في السفينة أو وكيله، فانكسرت السفينة بجذب الملاح لم يضمن.

الثالث: أن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد، فلو استأجر دابة لحمل عبد صغير أو كبير، فلا ضمان على المكاري فيما عطب من سوقه أو قوده، أي هلك الراكب من قوده وسوقه. (تكملة بتغيير يسير)

- (١) استثناء من قوله: مضمون.
  - (٢) أي الأجير المشترك.
    - (٣) أي بفعله.
- (٤) قوله: "لم يضمنه [وإن كان بسوقه وقوده؛ لأن الآدمي غير مضمون بالعقد، بل بالجناية وضمان العقود لا يتحمله العاقلة]" سواء كان الراكب ممن يستمسك على الدابة، أو لا يستمسك كالرضيع؛ لأن إضمان الآدمي لا يجب بالعقد، بل بالجناية، وما يجب بالجناية يجب على العاقلة، والعاقلة لا تتحمل ضمان العقود، أي الأقوال التي تكون بها العقود وعقد الإجارة قول؛ ولأن بني آدم في أيديهم أنفسهم. (الجوهرة وغيرها)
  - (٥) نيش زن بهائم.
    - (٦) أي هلك.
- (٧) قوله: "ضمن" لأنه لم يؤذن له في ذلك، وهذا إذا كان البزغ بإذن صاحب الدابة، أما إذا كان لغير إذنه، فهو ضامن سواء تجاوز الموضع المعتاد أم لا، ولو قطع الختان حشفة الصبي، فمات منه يجب عليه نصف الدية، وإن برىء منها يجب كل الدية؛ لأنه إذا مات حصل موته بفعلين: أحدهما: مأذون فيه، وهو قطع الجلدة، والثانى: غير مأذون فيه، وهو قطع الحشفة، وأما إذا برىء جعل قطع الجلدة كأنه لم يكن، وقطع الحشفة غير مأذون فيه، فوجب ضمان الحشفة كاملا، وهو الدية، كذا في شاهان. (الجوهرة النيّرة)
- (٨) قوله: "والأجير الخاص" إنما سمى خاصًا لأنه يختص لعمله دون غيره؛ لأنه لا يصح أن يعمل لغيره في المدة، كذا في "الجوهرة".
- (٩) قوله: "يستحق الأجرة... إلخ" يعنى أن الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه إذا تمكن من العمل، وأما إذا سلّم نفسه ولم يتمكن منه لعذر كمطر ونحوه، لا أجر له، ثم اعلم أنه ليس للأجير الخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل لغيره نقص من أجرته بقدر ما عمل، قال في "التاتار خانية": نجّار استوجر إلى الليل، فعمل لآخر دواة بدرهم وهو يعلم فهو آثم، وإن لم يعلم فلا شيء عليه، وينقص من أجر النجار بقدر ما عمل في الدواة. (رد المحتار مع الزيادة والنقصان)

يَعَمَلُ كَمَنُ اسَتَأْجَرَرَجُلا شَهِراً لَلْخِدَمَة، أو لرَعي الغَنَم، ولا ضَمَانَ (١) عَلَى الأجيرِ الخَاصّ فيما تَلِفَ (٢) في يَده، ولا في ما تَلِفَ مَن عَمَلِه (٣) إلا أن يَتَعَدّى (١) فيَضمَنُ، والإجَارَةُ تُفسِدُهَا الشُرُوطُ (٥)، كَمَا تُفسد البَيعَ .

ومَن استَأْجَرَعَبداً للخدمة، فليس َله أن يُسافِرَبِه إلا أن يَشتَرِطَ عَلَيه (٢) ذَلكَ في العَقد، ومَن استَأْجَرَ جَمَلا ليَحمِلَ عَلَيهِ مَحمِلا ورَاكِبَينِ إلى مَكّةَ جَازَ (٧)، ولَه المَحمِلُ المُعتَادُ (٨)، وإن شَاهَدَ الجَمّالُ المَحملَ، فَهُوَ أُجوَدُ (٩).

وإن استَأْجَرَبَعِيرًا لِيَحمِلَ عَلَيهِ مِقدَارًا مِن الزَادِ، فأكَلَ مِنهُ في الطَريق، جَازَلَه أن يَرُدُ عَ عِوَضَ ما أكَلَ (١٠)، والأجرَةُ لا تَجِبُ بالعَقدِ (١١)، وتُستَحَقُّ بأَحَدِ ثلاثَةِ مَعَان: إمّا بشَرطِ

- (٢) بأن سرق أو غصب منه.
- (٣) بأن انكسر القدر من عمله، أو تخرق الثوب من دقه، وهذا إذا كان من عمل معتاد متعارف. (ج)
  - (٤) بأن يضرب شاة، ففقاً عينها، أو كسر رجلها. (ج)
- (٥) قوله: "تفسدها الشروط" أى الشروط التي لا يقتضيها العقد، كما إذا شرط على الأجير الخاص ضمان ما تلف بفعله أو بغير فعله، أو على الأجير المشترك ضمان ما تلف بغير فعله على قول أبي حنيفة. (الجوهرة)
- (٦) لأن خدمة السفر أشق، وهذا إذا استأجره في المصر، ولم يكن على هيئة السفر، أما إذا كان على هيئة السفر ففيه اختلاف المشايخ. (ج)
  - (٧) قوله: "جاز" وهو على الذهاب خاصة، وفي "الغاية": على الذهاب والمجيء. (الجوهرة)
- (٨) قوله: "وله [أى للمستأجر] المحمل المعتاد" لأن المطلق ينصرف إلى المعتاد، وعليه أن ينزل الراكبين للطهارة وصلاة الفرض، ولا يجب للأكل وصلاة النفل؛ لأنه يمكنهم فعلهما على الظهر، وعليه أن يبرك الجمل للمرأة، والمريض والشيخ الضعيف. (الجوهرة والفاتح)
- (٩) قوله: "وإن شاهد الجمال المحمل [هودج] فهو أجود" لأن الجهالة تنتفي بمشاهدة المحمل وهو الهووج، يقال فيه: محمل -بكسر الميم الأولى وفتح الثانية- ويقال فيه: بالعكس أيضاً. (الجوهرة)
- (١٠) قوله: "جاز له أن يرد عوض ما أكل" لأن المستأجر استحق على حمل قدر معلوم في جميع الطريق، فله أن يستوفيه، وكذا إذا سرق الزاد أو شيء منه، جاز أن يرد عوضه. (الفاتح والجوهرة)
- (١١) قوله: "والأجرة لا تجب بالعقد [أي بنفس العقد سواء كانت الإجارة عينًا أو دينًا، كذا في "العيني

<sup>(</sup>١) قوله: "ولا ضمان على الأجير الخاص. . . إلخ" وهذا بالاتفاق؛ لأن المستأجر لما ملك منافعه، وأمره بالتصرف في ملكه، كان كفعله بنفسه، وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى ظاهر، وكذا عندهما؛ لأن تضمينهما للأجير المشترك كان استحسانًا لصيانة أموال الناس، والأجير الخاص يعمل في بيت المستأجر، ولا يتقبل الأعمال، فتكون السلامة أغلب أخذًا فيه بالقياس. (الفتح بتوضيح وتغيير)

التَعجيلِ(''، أو بِالتَعجيلِ ''مِن غَيرِ شَرط، أو باستيفاء المَعقُودَ عَلَيهِ '') ومن استأجَر دَارًا، فللمُؤجرِ أَن يُطَالبَه بأجرَة كُل يَومٍ '' إلاّ أن يُبَيّنَ ' وقت الاستحقاق في العَقد، ومن استأجَرَ بعيرًا إلى مَكّة، فللجَمّال أن يُطالبَه بأجرة كُل مَرحَلة ''، وكيس للقصار والخَيّاط أن يُطالب '' بالأجرة، حَتّى يَفرُغَ من العَملِ '' إلا أن يَستَرِطَ التَعجيل '' ومن استأجرَ حَبّازًا لتَحبِزَله في بَيتِه قَفِيزُ '' كوقيق بدرهم لم يَستَحق الأجرة حَتّى يَحرُج '' الحُبرُ مِن التَنور، ومن لتَخبِزَله في بَيتِه قَفِيزُ '' كوقيق بدرهم لم يَستَحق الأجرة حَتّى يَحرُج '' الحُبرُ مِن التَنور، ومن

شرح الكنز "]" أى لا يجب أداءها؛ لأن العقد ينعقد شيئًا فشيئًا على حسب حدوث المنافع، والعقد معاوضة، ومن قضية المعاوضة وعجل من غير شرط، كذا في "الجوهرة". وقال في "رد المحتار": لا يلزم بالعقد؛ لأن العقد وقع على المنفعة، وهي تحدث شيئًا فشيئًا، وشأن البدل أن يكون مقابلا للمبدل، وحيث لا يمكن استيفاءها حالا لا يلزم بدلها حالا إذا شرطه، ولو حكمًا بأن عجّله؛ لأنه صار ملتزمًا له بنفسه حينئذ، وأبطل المساواة التي اقتضاها العقد فصح.

(۱) قوله: "أما بشرط التعجيل" فإنه إذا شرط تعجيل الأجرة تجب معجلة، كذا في " شرح الوقاية"، وله أى للمؤجر المطالبة بها، وحبس المستأجر عليها، وحبس العين المؤجرة عنه، وله حق الفسخ إن لم يعجل له المستأجر، كذا في "المحيط"، فإن قلت: كيف جاز هذا الشرط مع أنه مخالف لمقتضى العقد، وفيه نفع أحدهما. قلت: هو في الحقيقة إسقاط لما استحقه من المساواة التي اقتضاها العقد فهو كإسقاط المشترى حقه في وصف السلاة في المبيع، وإسقاط البائع تعجيل الثمن بتأخيره عن المشترى مع أن العقد العقدي السلامة وقبض الثمن قبل قبض المبيع، قامل، كذا في "رد المحتار".

(٢) قوله: "أو بالتعجيل" فإن المستأجر إذا عجّل الأجرة، فالمعجل هو الأجرة الواجبة بمعنى أنه لا يكون له حق الاسترداد، وكذا في "شرح الوقاية".

- (٣) لتحقق التسوية .
- (٤) لأن المستأجر استوفى منفعة مقصودة.
- (٥) لأن البيان بمنزلة التأجيل، والتأجيل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتهاء أمر الآجل.

(٦) قوله: "كل مرحلة . . . إلخ" لأن سير كل مرحلة مقصود، وكان أبو حنيفة يقول أولا: لا يجب الأجرة إلا بعد انقضاء المدة، وانتهاء السفر وهو قول زفر؛ لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة، فلا ينقسم الأجر على أجزاءها، كما إذا كان المعقود عليه العمل، ووجه القول المرجوع إليه أن القياس استحقاق الأجرة ساعة فساعة لتحقق المساواة بين البدلين إلا أن المطالبة في كل ساعة يفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره، فيتضرر المستأجر، فقدرناه بما ذكرنا من اليوم في الدار، والمرحلة في البعير، كما في "الهداية" و "الجوهرة".

- (٧) أي كل واحد منهما .
- (٨) لأن العمل في البعض غير منتفع به، فلا يستوجب الأجر به. (البحر)
  - (٩) لما مر أن الشرط فيه لازم. (ج)
  - (١٠) القفيز: ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف.
- (١١) لأن تمام العمل بإخراجه، ولأنه لا ينتفع به إلا بعد إخراجه، فإن احترق الخبز قبل إخراجه، فهو

استَأْجَرَطَبّاخًا لِيَطبَخَ لهُ طَعَامًا للوَلِيمَةِ، فالغَرفُ عَلَيهِ (۱)، ومَن استَأْجَرَرَجُلا لِيَضرِبَ لَه لَبنًا، استَحَقَّ الأَجرَةَ إِذَا أَقَامَه (۲) عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ.

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ: لا يَستَحقّهَا حَتّى يُشَرّجَه (٣)، وإذَا قَالَ للخَيّاط: إن خطتَ هَذَا الثَوبَ فَارِسيّا فبِدرهم، وإن خطتَهُ رُومِيًا فبِدرهمينَ جَازَ (١)، وأى العَملينِ عَملَ، استَحَقَّ الأجرة، وإن قَالَ: إن خطتَهُ اليَومَ فبدرهم، وإن خطتَهُ غَدًا فبنصف درهم، فإن خاطَه اليَومَ، فله درهم، وإن خاطَه غَدًا، فله أجرةُ مثلِه عند أبى حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، ولا يَتَجَاوَزُبه نصفَ درهم (٥)

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمّدٌ رَحِمَهُ مَا اللهُ: الشَرطَانِ جَائِزَانِ (٦)، وأَيُّمَا عَمِلَ، استَحَقَّ

ضامن. (ج)

<sup>(</sup>١) قوله: "طعامًا للوليمة فالغرف [بفتح الغين المعجمة: هو جعل الطعام في القصعة. (ج)] عليه [اعتبارًا للعرف]" لأنه من تمام العمل، والغرف إخراج المرق من القدر إلى القصاع عليه، وقيد بقوله: للوليمة إذ لو كان لأهل بيته فلا غرف عليه. (الجوهرة وغيرها)

 <sup>(</sup>٢) قوله: إذا أقامه لأن العمل قدتم بالإقامة، والتشريج عمل زائد كالنقل إلى بيته، والإقامة هي
النصب بعد الجفاف، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٣) قوله: "لا يستحقها حتى يشرجه [التشريج هو أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف. (ج)]" لأن التشريج من تمام العمل، ولا يؤمن عليه من الفساد قبله، وبقولهما يفتى، كذا في "الدر" عن "الكمال".

<sup>(</sup>٤) قوله: "جاز . . . إلخ" وقال زفر : العقد فاسد؛ لأن المعقود عليه مجهول؛ لأنه شرط عملين مختلفين، فلا يصح، ولنا أنه خيّره بين منفعتين معلومتين، والأجرة لا تجب بالعقد، وإنما تجب بالعمل وبأخذه في العمل يتعين ما وقع عليه العقد، فكان العقد وقع على منفعة واحدة، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>٥) قوله: "ولا يتجاوز به [أي بأجر المثل] نصف درهم" وفي "الجامع الصغير": لا ينقص من نصف درهم، ولا يزاد على درهم. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) قبوله: "الشرطان جائزان" وأيهما عمل استحق الأجرة، وقال زفر والثلاثة: لا يصح في الأول، ولا في الثاني؛ لأن الخياطة شيء واحد، وقد ذكر بمقابلته بدلان على سبيل البدلية، فيكون مجهولا، وهذا لأن ذكر اليوم في قوله: إن خطته اليوم فبدرهم للتعجيل لا للتأقيت وإن كان حقيقة فيه، وإلا يلزم اجتماع الوقت والعمل في الإجارة، وهو مفسد كما مر".

وذكر الغد في قوله: إن خطته غدًا فبنصف درهم" للترفيه لا للتعليق، ولا للإضافة، فإذا كان ذكر اليوم للتعجيل كان الأجر مقابلا بنفس الخياطة في اليوم، وكذا في الغد، لأن ذكره للترفيه، فيجتمع في فعل واحد أجران على البدل، وهو يوجب الجهالة، ولهما أن ذكر اليوم للتأقيت؛ لأنه حقيقته.

فكان قوله: "إن خطته اليوم فبدرهم" مقتصراً على اليوم، فبانقضاء اليوم لا يبقى العقد إلى الغد، بل ينقضي

الأجرَةَ، وإن قَالَ: إن سَكّنتَ في هَذَا الدُكّانِ عَطّارًا فبدرِهَمٍ في الشَهرِ، وإن سَكّنتَه حَدّادًا، فبدرهَمَين جَازَ، وأيّ الأمرَين فَعَلَ، استَحَقّ الـمُسَمّى فِيهِ عِندَ أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ .

وقَالارَحِمَهُمَا اللهُ: الإجَارَةُ فَاسِدَةٌ (۱) ومَن استَأْجَرَ دَارًا كُلَّ شَهرِبِدرهَم، فالعَقدُ صَحِيحٌ في شَهرٍ وَاحد (۲) وفَاسِدٌ في بَقية الشُهُورِ إلآأن يُسَمَّى جُملَةَ الشُهُورِ مَعلُومَةً ، فإن سَكَنَ سَاعَةً من الشَهرِ الثَانِي (۳) صَحَّ العَقدُ فيه، ولَم يَكُن للمُؤجرِ أَن يُخرِجَهُ إلَى أَن يَنقَضى (۴) الشهرُ (۵) وكَذَ لكَ حُكمُ كُلَّ شَهريَسكُنُ في أوّله يَومًا (۱) أو سَاعَةً .

وإذَا<sup>(٧)</sup> استَأْجَرَ دَارًا شَهرًا بدرهم، فسكَنَ شَهرَينِ، فعَلَيهِ أَجرَةُ الشَهرِ الأوّلِ، ولا شَيءَ عَلَيهِ مِن الشَهرِ الثَّانِي (<sup>٨)</sup>، وإذَا استَأْجَرَ دَارًا سَنَةً بعَشَرَةِ دَرَاهِمَ جَازَ <sup>(٩)</sup>، وإن لَم يُسَمَّ قِسطَ كُلَّ

بانقضاء الوقت، وذكر الغد للإضافة، وإذا كان للإضافة لم يكن العقد ثابتًا في الحال، فلا يجتمع في كل يوم تسميتان، وله أن ذكر الغد للإضافة، وذكر اليوم للتعجيل لا يمكن حمله على التأقيت الذي هو حقيقة، وإلا فسد العقد لاجتماع الوقت والعمل، وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم، فيصح في الأول، ويجب المسمى، ويفسد في الثاني، ويجب أجر المثل لا يجاوز به نصف درهم؛ لأنه هو المسمى في اليوم الثاني، هذا ملخص ما في الشروح والحواشى، وإن شئت التفصيل فارجع إلى "الهداية" و"در المختار".

- (۱) قوله: "الإجارة فاسدة" لأن المعقود عليه واحد، والأجران مختلفان، ولا ندرى أيهما يجب، فلايصح، وبه قال زفر والثلاثة، وله أن أقل الأجرتين يجب بتسليم المحل، والزيادة موقوفة على ظهور العمل، ولو كان كل الأجر موقوفاً على ذلك، أى ظهور العمل، كما في مسألة الخياطة الرومية والفارسية جاز، فهذا أولى؛ ولأنه اشترى إحدى المنفعتين بأحد البدلين، وخير نفسه، بدليل أنه يبتدئ بأيهما شاء. (العيني والفاتح)
- (٢) قوله: "صحيح في شهر واحد... إلخ" وإنما صح في شهر واحد وهو الأول؛ لأنه معلوم؛ لأنه عقيب العقود، وأجرته معلومة، والشهر لا يختلف، وإنما فسدت في بقية الشهور؛ لأن الإجارة فيها مجهولة، والأصل أن كلمة "كل" إذا دخلت فيما لا نهاية له، ينصرف إلى الواحد لتعذر العمل بالعموم، وأما إذا سمّى جملة شهور معلومة جاز، لأن المدة صارت معلومة، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٣) قوله: "فإن سكن ساعة من الشهر الثاني . . . إلخ" قال الشارح: وهذا أي صحة العقد في كل شهر سكن منه ساعة هو القياس ، وقد مال إليه بعض المتأخرين ، وفي ظاهر الرواية لكل منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر الداخل ويومها -انتهى وقال في "الفتح" على قول الشارح: وفي ظاهر الرواية . . . إلخ " وبه يفتى ؟ لأن في اعتبار الساعة حرجًا عظيمًا . (الزيلعي)
  - (٤) وفي نسخة: يمضي، لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكني في الشهر الثاني. (ج)
    - (٥) الثاني.
    - (٦) هذا مانعة الخلو، لا مانعة الجمع.
    - (٧) هذه العبارة موجودة في النسخة المصرية، لا في غيرها من النسخ.
      - (٨) لأنه يكون غصبًا -والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب-.

شَهر من الأجرَة (١)، ويَجُوزُ أَخذُ أجرَةِ الحَمّامِ والحَجّام (٢)، ولا يَجُوزُ أَخذُ أَجرَة عَسبِ التَيْس (٣)، ولا يَجُوزُ أَلاستئجَارُ عَلَى الأذَان والإقامَة وتَعليم القُرآنِ والحَج (١)، ولا يَجُوزُ

 (٩) قوله: "جاز" لأن المدة معلومة بدون التقسيم، فصار كإجارة شهر واحد؛ فإنه جائز وإن لم يبين قسط كل يوم، كذا في "الهداية".

(١) قوله: "وإن لم يسم قسط [نصيب] كل شهر . . . إلخ" فإذا صح وجب أن يقسم على الشهور على السواء، ولا يعتبر تفاوت الأسعار باختلاف الزمان . (التكملة)

(۲) قوله: "ويجوز أخذ أجرة الحمام" أى إذا آجر أحد حمامة ليغتسل فيه الرجال، صح له أخذ الأجرة؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام دخل الحمام بالجحفة، ولتعارف الناس بذلك، فإن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمام، فدل إجماعهم على جواز ذلك، ومن العلماء من كرهها لما روى أنه عليه الصلاة والسلام أنه سماه شرّ بيت، وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه: إنه بيت الشيطان، ولأنه فيها جهالة، فإنه لا يعلم فيها مقدار الماء، ولا مقدار القعود والصحيح هو الأول، لأنهم لم يعتبروا هذه الجهالة؛ لأنها لا تفضى إلى المنازعة، والنساء فيه كالرجال، هو الصحيح للحاجة، بل حاجتهن أكثر لكثرة أسباب اغتسالهم، وكراهة عثمان رضى الله عنه محمول على ما فيه من كشف العورة، وهو محمل قول النبي على قاله في "الدر" و "الزيلعي" وغيره، وفي الأشباه يكره لها دخول الحمام في قول، وقلت: لا شك في زماننا في الكراهة لتحقق كشف العورة، كذا في "الدر"، ولخوف الفتنة على النساء. (ملتقط من "الفتح" و "التكملة" و "رد المحتار")

قوله: "والحجام" أي جاز أخذ أجرة الحجام؛ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته، وبه جرى التعارف بين الناس من لدن رسول الله عليه إلى يومنا هذا، فانعقد إجماعًا.

وقالت الظاهرية: لا يجوز لما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب التيس، وكسب الحجام، وقفيز الطحان. قلنا: هذا الحديث منسوخ لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال له رجل: إن لى عيالى وغلامًا حجامًا، أفأطعم عيالى من كسبه؟ قال: نعم، كذا في التكملة. قال في "الفتح": فإن قلت: حيث كان الحديث منسوخًا فعدم الجواز في عسب التيس وقفيز الطحان مشكل، قلت: النسخ بالنسبة لكسب الحجام فقط لا مطلقًا، هذا ما ظهر لى، ثم رأيت التصريح في كلام الزيلعي ولله الحمد -انتهى-.

(٣) قوله: "و لا يجوز أخذ أجرة عسب [برجستن بر ماده] التيس "وهو أن يؤجر فحلا لينزُو على الإناث؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن من السُحت عسب التيس ومهر البغي» ولأن ثمرته المقصودة غير معلومة؛ لأنه قد يلقح وقد لا يلقح، فهو غرور، لأنه لا قيمة لماء، ولأن المؤجر التزم ما لا قدرة له على تسليمه، كذا في "الفتح" عن الحموى عن البرجندى، أقول: إن هذا العقد من العقود الباطلة لا الفاسدة، كما يفهم من تعليل عدم صحته، فتنبه له.

(٤) قوله: "ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة وتعليم القرآن والحج" لأن هذه طاعات، وكل طاعة يختص بأداءها مسلم لا يصح أخذ الأجر عليها، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "إقراءوا القرآن ولا تأكلوا به" وفى آخر ما عهد رسول الله عليه إلى عثمان بن أبى العاص: "وإن اتخذت مؤذنًا فلا تأخذ على الأذان أجرًا" والفتوى اليوم على الجواز، هذا هو مذهب المتأخرين من مشايخ بلخ، واستحسنوا ذلك لظهور التوانى في الأمور الدينية، وكسل الناس في الاحتساب، وكذا يجوز على الإمامة في هذا اليوم؛ لأن الأئمة كانت لهم عطيات في بيت المال، وانقطعت اليوم بسبب استيلاء الظلمة عليها، ولا يجوز استئجار المصحف، وكتب الفقه لعدم التعارف.

اعلم أنه في أكثر المتون اقتصروا على ذكر تعليم القرآن، لكن زيد عليه، كما في "الدر المختار" وغيره تعليم

الاستئجارُ عَلَى الغناء ('') والنوح ('') والا يَجُوزُ إجَارَةُ المُشاعِ ('') عند أبى حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ. وقَالا رَحِمَهُ مَا اللهُ: إجَارَةُ المُشاعِ جَائِزَةٌ (') ويَجُوزُ استئجارُ الظئر (') بأجرَة معلُومَة ('') ويَجُوزُ بطَعَامِهَا وكسوتِها عند أبى حَنيفَة ('') وليس للمُستَأجِرِ أن يَمنَعَ زَوجَهَا من وَطْءِهَا ('') ويَجُوزُ بطَعَامِهَا وكسوتِها عند أبى حَنيفَة ('') وليس للمُستَأجِرِ أن يَمنَعَ زَوجَهَا من وَطْءِهَا ('') فإن حَبِلت كَانَ لَهُم أن يَفسَخُوا الإجَارَة إذَا خَافُوا عَلَى الصَبِي من لَبَنها ('') وعَلَيهَا أن تُصلِح طَعَامَ الصَبِي " فَكُلٌ صَانِعٍ لعَمَلِه أثرٌ في طَعَامَ الصَبِي " وكُلٌ صَانِعٍ لعَمَلِه أثرٌ في

الفقه والإمامة والأذان والإقامة والوعظ، فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا -وهم البلخيون- كما سبق على خلاف ما ذهب إليه الإمام وصاحباه رضى الله عنهم، واتفقت كلمتهم فى الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة، وهى خشية ضياع القرآن والتوى بالطاعات، وصرّحوا بأن أصل المذهب عدم الجواز، والتفصيل فى "رد المحتار"، وتخصيص تعليم القرآن والفقه يشير إلى أنه لو استأجر لتعليم الخط، أو الكتابة، أو علم الأدب، أو الشعر، أو الحساب، أو الطب جاز، كذا فى "الفتح" وملا مسكين وغيرهما.

- (١) وكذا سائر الملاهي؛ لأنها معصية. (ج)
  - (۲) بمعنى گريستن.
- (٣) سواء كان مما يقسم، أو مما لا يقسم؛ لأنه آجر ما لا يقدر على تسليمه؛ لأن تسليم المشاع وحده لا يتصوّر. (ج)
- (٤) قوله: "جائزة [لأنه نوع تمليك، فيجوز كالبيع]" في "المغنى": والفتوى في إجارة المشاع على قولهما. (العيني)
  - (٥) لقوله تعالى: ﴿فَإِن أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾. (ج)
    - (٦) لإجماع الأمة عليه. (تك)
- (١) قوله: "عند أبى حنيفة . . . إلخ" وقالا: لا يجوز لأن الأجرة مجهولة ، وبه قال الشافعي ، وله أن العادة جارية بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد ، فلم تكن الجهالة مفضية إلى المنازعة ، كذا في "العيني شرح الكنز" .
  - (٨) لأنه حقه. (ج)
  - (٩) لأن لبن الحامل يضرّ بالصبى، فكان ذلك عذراً في الفسخ. (ج)
- (١٠) قوله: "وعليها أن تصلح طعام الصبى" بأن تمضغ له الطعام، ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها ويضر الصبى، وعليها طبخ طعامه، وغسل ثيابه، وما يعالج به الأطفال من الدهن والريحان وغير ذلك، وأما طعامه فعلى أهله. قال في "الهداية": ما ذكره محمد من الدهن والريحان أنه على الظئر، فذلك من عادة أهل الكوفة، وفي شرحه: إن جرت العادة بأنه عليها فهو عليها، وإن لم تجر بذلك فهو على أهله، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (١١) لأن هذا إيجار، وليس بإرضاء، فإن استأجرت الظئر له ظئراً أخرى، فأرضعته، فلها الأجرة استحسانًا؛ لأن إرضاع الثانية يقع للأولى، فكأنها أرضعته بنفسها، وفي القياس لا أجرة لها؛ لأن العقد وقع على عملها. (الجوهرة)

العَينِ كَالقَصَّارِ وَالصَبَّاعُ، فَلَهُ أَن يَحبِسَ العَينَ بَعدَ الفَرَاعُ مِن عَمَلِه حَتَّى يَستَوفِى الأجرة (،) ومَن لَيسَ لعَمَلِه أَثَرٌ في العَينِ، فليسَ لَه أن يَحبِسَ (٢) العَينَ للأجرة كالحَمَّالِ وَالمَلاحِ وإذَا اشتَرَطَ عَلَى الصَانِعِ أن يَعمَلَ بِنفسِه (٣) فليسَ لَه أن يَستَعمِلَ غَيرَه (٤) وإن أطلَق (٥) لهُ العَمَلَ، فلَهُ أن يَستَعمِلَ غَيرَه (٤) وإن أطلَق (١٥) العَمَل، فلَهُ أن يَستَأْجرَ مَن يَعمَلُه .

وإذَا اختَلَفَ الخَيَّاطُ والصَبَّاعُ وصَاحِبُ الثَوبِ، فقَالَ صَاحِبُ الثَوبِ للخَيَّاطِ: أَمَرتُكَ أَن تَصبَغَه أَحمَرَ أَن تَعمَلَه قَبَاءً، وقَالَ الخَيَّاطُ: قَمِيصًا، أو قَالَ صَاحِبُ الثَوبِ للصبَّاغِ: أَمَرتُكَ أَن تَصبَغَه أحمَرَ فصَبَغتَه أصفَرَ، فالقَولُ قولُ صَاحِبِ الثَوبِ (٢) مَعَ يَمينِه، فإن حَلَفَ، فالخَيَّاطُ ضَامِنُ (٧).

<sup>(</sup>١) قوله: "حتى يستوفى الأجرة" عندنا خلافًا لزفر رحمه الله؛ لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب، فله حق الحبس لاستيفاء البدل، كما في البيع، وهذا إذا كان عمله في بيته والأجر حالا، وأما إذا كان الأجر مؤجلا، أو العمل في بيت المستأجر، فليس له حق الحبس. (الفتح والبحر ملخصًا)

<sup>(</sup>٢) قوله: "فليس له أن يحبس" لأن عليه نفس العمل، وهو غير قائم في العين، فلا يتصور حبسه. (الجوهرة)

 <sup>(</sup>٣) قوله: "أن يعمل بنفسه" بأن قال: على أن تعمل بنفسك أو بيدك، أما إذا قال: على أن تخيطه، فهو مطلق، كذا في "المستصفى". (الجوهرة)

<sup>(</sup>٤) قوله: "فليس له أن يستعمل غيره" لأن المعقود عليه اتصال العمل في محل بعينه، والمحل هو نفس الصالح، فيستحق عينه، يعنى شرط أن يكون محل هذا العمل هو غيره، فلا يجوز أن يستعمل غيره كالمنفعة في محل بعينه، كإن استأجر دابة بعينها للحمل، فإنه ليس للمؤجر أن يسلم غيرها، وكمن استأجر غلامًا بعينه ليس للمؤجر أن يدفع غلامًا غيره، كما في "البناية"، وقال في "العناية": فيه تأمل، لأنه إن خالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع منه في ذلك الفن، أو سلّم دابة أقوى عن ذلك كان ينبغي أن يجوز.

<sup>(</sup>٥) قوله: "وإن أطلق له العمل . . . إلخ" بأن يقول: استأجرتك لتخيط هذا الثوب بدراهم، فهذا من قبيل إطلاق العمل عرفًا، وإن كان المذكور خياطته لفظا، كذا في "الكفاية"، وقوله: "فله أن يستأجر من يعمله" لأن المستحق العمل في وقته، ويمكن إيفاءه بنفسه، وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٦) قوله: "فالقول قول صاحب الثوب" لأن الإذن مستفاد من جهة صاحب الثوب، فكان القول قوله، ولأنه لو قال: لم أذن لك في العمل، كان القول قوله، فكذلك هذا، لكنه يحلف، لأنه أنكر شيئًا لو أقر به لزمه، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>٧) قوله: "فالخيّاط ضامن" يعنى إن شاء صاحب الثوب ضمنه قيمة ثوبه، وإن شاء أخذه، وأعطاه أجر مثله لا تجاوز به مثله، وكذا في مسألة الصبغ إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض، وإن شاء أخذ الثوب، وأعطاه أجر مثله لا تجاوز به المسمى، كذا في "المستصفى". ثم ههنا قيدان: الأول: أن يكون اختلافهما بعد العمل، أما لو كان قبله فيتحالفان، والثانى: أن لا يكون لهما بينّة، فإن أقاما البينة، فالبينة بينة الخيّاط. (الفتح مع التوضيح)

وإن قَالَ صَاحِبُ الثَوبِ: عَمَلتَه لِى بغَيرِ أَجرَة، وقَالَ الصَانِعُ: بأُجرَة، فَالقَولُ قُولُ صَاحِبِ الثَوبِ (١) مَعَ يَمِينِه عِندَ أَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله، وقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إن كَانَ حَريفًا لَه، فلا أَجرَةَ لَه .

وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِن كَانَ الصَانِعُ مُبتَذِ لا (٣) لهَذ و الصَنعَة (١) بالأجرة ، فالقولُ قُولُه مَعَ يَمِينِهُ أَنَّه عَمِلَهُ بأجرة (٥) والوَاجِبُ في الإَجَارَةِ الفَاسِدَةِ أَجرَةُ المثلِ (١) ، لا يَتَجَاوَزُ به المُسمَّى (٧) ، وإذَا قَبَضَ المُستَأْجِرُ الدَّارَ ، فعَلَيهِ الأَجرَةُ (٨) وإذَا قَبَضَ المُستَأْجِرُ الدَّارَ ، فعَلَيهِ الأَجرَةُ (٨) وإنَ لَمْ يَسكُنهَا ، فإن

- (٣) أي معروفًا .
  - (٤) پيشه.

- (٦) قوله: "أجرة المثل" أي بعد التسليم واستيفاء المستأجر المنفعة؛ لأن الأجر في الفاسدة لا يجب بمجرد التمكن، بل لا بد من وجود الاستيفاء بالفعل، بخلاف الإجارة الصحيحة حيث يكفى لوجوب المسمى مجرد المتمكن. (الفتح)
- (٧) قوله: "لا يتجاوز به المسمى" فإن كان مساويًا لأجر المثل، أو زاد عليه، فأجر المثل وإن كان أقل فالمسمى، واعلم أن الحكم بأن لا يجاوز أجر المثل المسمى مذهب أصحابنا الثلاثة، وأما عند زفر والشافعى رحمه الله تعالى: يجب أجر المثل بالغًا ما بلغ في الكل، اعتباراً ببيع الأعيان؛ لأن البيع إذا فسد وجبت القيمة بالغة ما بلغت، وهذا بناء على أن المنافع عندهما كالأعيان، ولنا أن المنافع غير متقومة بنفسها، وإنما تتقوم بالعقد الشرعى للضرورة، فإذا فسدت الإجارة وجب أن لا تجب الأجرة لعدم العقد الشرعى إلا أن الفاسد من كل عقد ملحق بصحيحه لكونه تبعًا له ضرورة، فيكون له قيمة في قدر ما وجد فيه شبهة العقد، وهو قدر المسمى، فيجب المسمى بالغًا ما بلغ، وفيما زاد على المسمى لم يوجد فيه عقد، ولا شبهة عقد، فلا يتقوم ويبقى على الأصل، وهذا الحكم إذا لم يكن الفساد من جهالة المسمى له، وعدم التسمية فإنه إذا كان الفساد بأحد هذا الوجهين يجب أجر المثل بالغًا ما بلغ إجماعًا، كذا في "تكملة البحر الرائق" وغيرها.

<sup>(</sup>١) قوله: "فالقول قول صاحب الثوب" لأن المنافع لا قيمة لها إلا من جهة العقد، والأصل أنه لم يجز بينهما عقد، فالقول قول صاحب الثوب؛ لأنه ينكر تقوم عمله، والصانع يدعيه، فكان القول للمنكر مع يمينه، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>٢) قوله: "وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان حريفًا له [أى معاملا له. (ج)] فله الأجرة... إلخ" لأنه إذا كان حريفًا، فقد جرت عادته أنه يخيط له بأجرة، فصار المعتاد كالمنطوق به، وإن لم يكن حريفًا فلا عادةً، فالقول لصاحب الثوب؛ لأن الظاهر معه، كذا في "الجوهرة"، والحريف هو الذي يعامل في حرفة بأجرة، كذا في "فاتح القدوري".

<sup>(</sup>٥) قوله: "فالقول قوله مع يمينه [لشهادة الظاهر لدعواه، وبه يفتى، كذا في "العيني شرح الكنز" وغيره] أنه عمله بأجرة" لأنه لما فتح الحانوت لأجل ذلك ونصب نفسه للخياطة جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتباراً للظاهر، والقياس ما قاله أبو حنيفة رحمه الله، وقولهما استحسان، والفتوى على قول محمد رحمه الله. (الجوهرة)

غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِن يَده سَقَطَت الأجرَةُ (')، وإن وَجَدَ بِهَا عَيبًا يَضُرّ بالسُكنَى، فلَه الفَسخُ (')، وإذا خَرِبَت الدَارُ، أو انقَطَع شُرْبُ (') الضيعة (')، أو انقَطَع السَمَاءُ عن الرَحَى انفَسخَت الإجَارَةُ (')، وإذا مَاتَ أَحَدُ المُتَعَاقِدَينِ، وقَد عَقَدَ الإجَارَةَ لنَفسه انفَسخَت الإجَارَةُ (')، وإن كَانَ عَقَدَ هَا لغَيرِه (') لَم تَنفسخُ (')، ويَصحُ شَرطُ الخِيَارِ في الإجَارَة (')، كَمَا في البَيع، وتَنفسخُ الإجَارَةُ بالأعذَ الله وكَمَن استَأْجَرَ دُكّانًا في السُوقِ لِيَتَّجرَ فِيهِ، فَذَهَبَ مَالُه، وكَمَن آجَرَ دَارًا

<sup>(</sup>٨) قوله: "فعليه الأجرة" لأنه تمكن من الاستيفاء، فأوجب ذلك استقرار البدل، وإن لم يسكنها اعتباراً بالبيع، فإن قبض المشترى المبيع يجب الثمن، وإن لم ينفع، وهذا أى وجوب الأجرة على المستأجر بالتمكن إذا كانت الإجارة صحيحة، أما في الفاسدة فلا يجب الأجر إلا بحقيقة الانتفاع. (الجوهرة والفاتح والتنوير وغيرها)

<sup>(</sup>١) قوله: "فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة" لأنه فات التمكن على الانتفاع، وهذا إذا غصبها قبل أن يسكنها، أما إذا غصبها بعد ما سكن فيها مدة، سقط عنه من الأجر بحساب ذلك، ولزمه أجرة ما سكن. (الجوهرة والفاتح)

<sup>(</sup>٢) لأنه لا يمكنه الانتفاع بها إلا بضرر، وله أن ينفرد الفسخ، ولا يحتاج إلى القضاء. (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: "شرب" الشرب لغة : النصيب من الماء الجارى أو الراكد للحيوان أو الجماد، وشريعة : زمان الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع أو الدواب، كذا في "مجمع الأنهر".

<sup>(</sup>٤) بالفتح زمينٍ پر حاصل وبسيار برآمد از غله وجز آن.

<sup>(</sup>٥) قوله: "انفسخت الإجارة" لأن المعقود عليه قد فات، وهي المنافع المخصوصة قبل القبض، وهي عدت ساعة فساعة، فما وجد من العيب يكون حادثًا قبل القبض في حق ما بقى من المنافع، فيوجب خيار الفسخ، ولو استوفى مع العيب فقد رضى به، فيلزمه كل البدل، ولو أزال المؤجر العيب، فلا خيار له، ولا بد للفسخ من حضرة المؤجر؛ لأن الرد بعيب شرطه ذلك اتفاقًا، فلو فسخ بلا حضوره لزمه الأجر؛ لأن الرد لم يصح، ولو انهدم كل الداركان له الفسخ عند غيبته، ويسقط الأجر عند الكل، ولا تنفسخ ما لم يفسخ؛ لأن الانتفاع بالعرصة ممكن. (ملخص الشروح ورد المحتار وغيرها)

<sup>(</sup>٦) قوله: "انفسخت الإجارة" لأن المنافع والأجرة صارت ملكًا للورثة، والعقد السابق لم يوجد منهم، فينقض، كذا في "العيني شرح الكنز".

<sup>(</sup>٧) مثل الوكيل والوصيّ لغيره.

<sup>(</sup>٨) لبقاء المستحق.

 <sup>(</sup>٩) قوله: "ويصح شرط الخيار . . . إلخ" لأن هذا عقد معاوضة ماله بماله، فيجوز شرط الخيار فيه كالبيع،
 وهو الصحيح، كذا في "جامع المضمرات"، ويعتبر ابتداء مدة الخيار من وقت الإجارة، كذا في الجوهرة".

<sup>(</sup>١٠) قوله: "وتنفسخ الإجارة بالأعذار" وقال الشافعي: لا تنفسخ إلا بالعيب، لأن المنافع عنده كالأعيان حتى يصح العقد عليها، فصار العذر في الإجارة كالعيب قبل القبض في المبيع، فتنفسخ، كذا في "الهداية".

أُو دُكَّانًا، ثُمَّ أَفلَسَ، فلَزِمَتهُ دُيُونٌ لا يَقدرُ عَلَى قَضَاءِهَا إلا مِن ثَمَنِ مَا آجَرَ فَسَخَ القَاضِي العَقد (۱)، وبَاعَهَا في الدَينِ، ومَن استَأْجَرَ دابّةً ليُسافِرَ عليها، ثُمَّ بَدَ ا (٢) لهُ مِن السَفَرِ، فهُو عُدرٌ (٢)، وإن بَدَ اللمُكَارِي من السَفَرِ، فليسَ ذَلِكَ بعُدرٍ (١).

#### كتابُ الشُفعَة (٥)

# الشُّفَعَةُ وَاجِبةٌ للحَلِيطِ في نَفسِ المَبِيعِ (٦)، ثُمَّ للحَلِيطِ (٧) في حَقَّ المَبِيعِ (٨) كَالشُربِ

(۱) قوله: "فسخ القاضى العقد" في هذا إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضى في النقض، وهكذا ذكر في "الزيادات"، وفي "الجامع الصغير": وكل ما ذكرنا أنه عذر فالإجارة فيه تنتقض، وهذا يدل على أنه لا يحتاج إلى القضاء، وطريق القضاء أن يبيع المؤجر الدار أولا، فإذا باع وهو لا يقدر على التسليم لتعلق حق المستأجر، فالمشترى يرفع الأمر إلى القاضى، ويلتمس منه فسخ البيع أو تسليم الدار إليه، فالقاضى يحضى البيع، فينفذ البيع، وتنتقض الإجارة، والقاضى لا ينقض الإجارة مقصودًا؛ لأنه لو نقضها مقصودًا ربما لا يتفق البيع، فيكون النقض إبطالا لحق المستأجر مقصودًا، وذلك لا يجوز، كذا في "الفوائد".

ولو أراد المستأجر أن ينتقل عن البلد، فله أن ينقض الإجارة في العقار وغيره، كذا إذا أفلس بعد ما استأجر دكانا ليبيع فيه ؛ لأنه إذا أفلس لا ينتفع بالدكان، ولو استأجر عبدًا للخدمة فوجده سارقًا، فهو عذر في الفسخ ؛ لأنه لا يكنه استيفاء المنافع إلا بضرر، كذا في "الجوهرة النيّرة".

(٢) أي ظهر له فيه رأى منعه عن ذلك.

(٣) قوله: "فهو عذر [ولا يجبر على السفر . (ج)]" لأنه لو مضى على موجب العقد يلزمه ضرر زائد؟ لأنه ربما يذهب للحج، فذهب وقته، أو لطلب غريمه فحضر، أو للتجارة فافتقر، كذا في "الهداية".

(٤) قوله: "فليس ذلك بعذر" لأنه يمكنه أن يقعد ويبعث بالدواب مع أجيره أو غلامه. (الجوهرة)

(٥) قوله: "كتاب الشفعة" هي مأخوذة من الشفع، وهو الضم الذي هو بخلاف الوتر؛ لأنه ضم شيء إلى شيء، وسمى الشفاعة بذلك لأنها تضم المشفوع إلى أهل الثواب، فلما كان الشفيع يضم الشيء المشفوع إلى ملكه سمى ذلك شفعة، كذا في "الجوهرة"، وهي تملك البقعة جبرًا على المشترى بما قام عليه، أي ببدل ما قام المبيع على المشترى وهو الثمن، كذا في "الكنز" وشرحه، وشرطها كون المبيع عقارًا، كذا في ذخيرة العقبي.

والعقار هو الضيعة، وقيل: ما له أصل من دار وضيعة، وما في حكمه كالعلو دون المنقول كالشجر والبناء، فإنه منقول لا تجب الشفعة فيه إلا بتبعية العقار، كالدار والكرم والرحى والبئر وغيرها، كذا في "مجمع الأنهر"، وركنها أخذ الشفيع من أحد المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها، وحكمها جواز الطلب عند تحقق السبب ولو بعد سنين، وصفتها أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدأ، فيثبت بها ما يثبت بالشراء كالرد بخيار رؤية وعيب، كذا في "الدر المختار". مناسبة هذا الكتاب بكتاب الإجارة أن ملك العين من الثمرات، والإجارة من الثمرات، وكذلك الشفعة من ثمرات الملك؛ لأن الدار لو لم تكن مملوكة للشفيع لا يقدر على الشفعة. (فاتح القدوري)

(٦) قوله: "الشفعة واجبة [أى ثابتة إذ لا يأثم بتركها؛ لأنها واجبة له، لا عليه. (ج)]... إلخ "لقوله عليه السلام: «الشفعة لشريك لم يقاسم» ولقوله عليه السلام: «جار الدار أحق بالدار والأرض ينتظر له وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا، ولقوله عليه السلام: «الجار أحق بسقبه، قيل: يا رسول الله! وما سقبه؟ قال: شفعته» ويروى: «الجار أحق بشفعته» أما الترتيب الذي ذكره الشيخ فلقوله عليه السلام: «الشريك أحق من الخليط

والطريق، ثُمّ للجَارِ(۱)، ولَيسَ للشريكِ في الطريق والشُربِ والجَارِ شُفعَةٌ مَعَ الخَليط (۱)، فإن سَلّمَ الخَليط، فالشُفعَةُ للشَرِيكِ في الطريق (۱)، فإن سَلّمَ أَخَذَهَا الجَارُ(١)، والشَفعَةُ تجِبُ (١) بعَقد البَيع (١)، وتَستَقرّ بالإشهَاد (١)، وتَملكُ بالأخذ (١) إذَا سَلّمَهَا المُشتَرِى (١)، أو حَكَمَ بها حَاكِمٌ، وإذَا عَلِمَ الشَفِيعُ البَيعَ أَشْهَدَ في مَجلِسِه ذَلِكَ عَلَى المُطَالَبَةِ (١١)، ثُمّ يَنهَضُ منهُ (١١)،

والخليط أحق من الشفيع» فالشريك في نفس المبيع، والخليط في حقوق المبيع، والشفيع هو الجار؛ ولأن الاتصال بالشركة في المبيع أقوى؛ لأنه في كل جزء وبعده الاتصال في الحقوق؛ لأنه شركة في مرافق الملك، والترجيح يتحقق بقوة السبب، ولأن ضرر القسمة إن لم يصلح علة صلح مرجحًا، كذا في "الهداية".

- (٧) أي الشريك. (الفاتح)
- (٨) قوله: "ثم للخليط في حق المبيع [وقال الشافعي: لا شفعة له. (ج)]" وهو الشريك الذي قاسم وبقيت له شركة في الطريق والشرب الخاصين، وإنما قيدنا بذلك لأنهما إذا كانا عامين لم يستحق بهما الشفعة، كذا قاله العلامة العيني.
- (۱) قوله: "ثم للجار [وقال الشافعي: لا شفعة للجوار. (ج)]" الجار الذي يستحق الشفعة عندنا هو الملاصق الذي كان ظهر داره إلى ظهر الدار المشفوعة، وبابه من سكة أخرى دون المحاذى، أما إذا كان محاذيًا وبينهما طريق نافذ فلا شفعة له، وإن قربت الأبواب؛ لأن الطريق الفارقة بينهما تزيل الضرر، كذا في "الجوهرة النيّرة". وقال الشافعي رحمه الله: لا شفعة بالجوار؛ لقول جابر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وبه قال مالك وأحمد، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "الجار أحق بسقبه ما كان" ويروى الصقبه، وكلاهما بمعنى واحد، وهو القرب، وقد روى هذا التفسير مرفوعًا أثبت النبي على الشفعة للجار بعلة قربه، وحديث جابر رضى الله عنه معناه أنها لا تجب بقسمة الشركاء؛ لأنهم أحق منه، وحقه متأخر عن حقهم، وبذلك يحصل التوفيق بين الأحاديث، كذا في "الفتح" و "العيني".
  - (٢) قوله: "مع الخليط" لأنه أخص بالضرر منهم، ولأنه مقدم. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "للشريك في الطريق" لأنه أخص بالضرر من الجار، فإن سلّم أخذها الجار؛ لأن الترجيح يتحقق بقوة السبب. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "أخذها الجار [لما بينا من الترتيب]" لكن من شرط ذلك أن يكون الجار طلب الشفعة مع الشريك إذا علم بالبيع ليمكنه الأخذ إذا سلم الشريك، فإن لم يطلب حتى سلم الشريك فلا حق له بعد ذلك، كذا في "العناية".
- (٥) قوله: "الشفعة تجب بعفد البيع" معناه بعده، لا أنه -أى البيع- هو السبب؛ لأن سببها أى الشفعة الاتصال على ما بيناه، والوجه فيه أى في الوجوب بعد البيع أن الشفعة إنما تجب إذا رغب البائع عن ملك الدار، والبيع يعرفها أى الرغبة، ولهذا يكتفى بثبوت البيع في حق البائع حتى يأخذ الشفيع إذا أقر البائع بالبيع، وإن كان المشترى يكذبه، كذا في "الهداية".
- (٦) قوله: "بعقد البيع" والمرادبه البيع الصحيح، فإن البيع الفاسد لا تجب فيه الشفعة؛ لأنه قبل القبض لا يفيد الملك وبعده مستحق للفسخ، فبإيجابها تقوية الفساد إلا إذا سقط الفسخ وجبت لزوال المانع، وفيه قيد

آخر، وهو أن يكون خاليًا عن خيار البائع؛ لأنه يمنع خروج المبيع عن ملكه حتى لو أسقطه وجبت، وخيار المشترى غير مانع، وكذلك خيار الرؤية والعيب بمنعان. (العيني)

(٧) قوله: "وتستقر بالإشهاد" أى بالطلب الثانى، وهو طلب التقرير، والمعنى أنه إذا أشهد عليها لا تبطل بعد ذلك بالسكوت إلا أن يسقطها بلسانه، أو ليعجز عن إيفاء الثمن، فيبطل القاضى شفعته، ولا بد من طلب المواثبة، أى من طلب الشفعة على المسارعة، أى يطلب كما سمع ؛ لأنه حق ضعيف يبطل بالإعراض، فلا بد من الطلب والإشهاد، كما في "الجوهرة النيرة".

(٨) أي بأخذ الدار المشفوعة .

(٩) قوله: "إذا سلمها المشترى" أى برضاه؛ لأن الملك للمشترى قدتم، فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضى، أو قضاء القاضى، كما فى الرجوع فى الهبة، فإنه يحتاج إلى التراضى أو قضاء القاضى، كذا فى "الهداية"، وفائدته أنه إذا مات الشفيع بعد الطلبين المذكورين، أى طلب المواتبة، وطلب الإشهاد قبل التسليم أو الحكم لا يورث عنه، أو باع داره التى يستحق بها الشفعة، بطلت شفعته، ولو بيعت دار بجنبها لا يستحقها بالشفعة لعدم ملكه فيها، كذا قاله العلامة العينى فى "شرح الكنز".

(١٠) قوله: "أشهد في مجلسه ذلك [أى في مجلس العلم] على المطالبة" لأن سكوته بعد العلم يدل على رضاه، فتبطل شفعته كذا في "شرح الكنز" للعلامة العيني، وهذا يسمى طلب المواثبة والإشهاد فيه غير لازم، وإنما هو لنفى التجاحد، ثم طلب الشفعة طلبان، طلب المواثبة وطلب الاستحقاق، فطلب المواثبة عند سماعه بالبيع يشهد على طلبها، ثم لا يمكت حتى يذهب إلى المشترى أو إلى البائع إن كانت الدار في يده، أو إلى الدار المبيعة، ويطلب عند واحد من هؤلاء طلبا آخر، وهو طلب الاستحقاق، ويشهد عليه شهودًا، فإذا أثبت شفعته بطلبين، فهو على شفعته أبدًا، ولا تبطل بعد ذلك بترك الطلب في ظاهر الرواية. وعن محمد: إذا مضى شهر ولم يغلب مرة أخرى بطلت، ويقال: طلب الشفعة طلبان: طلب المواثبة وطلب التقرير، فطلب المواثبة أن يطلب على فور العلم بالشراء حتى لو سكت هنهة ولم يطلب، بطلت لقوله عليه السلام: "الشفعة لمن واثبها.

وعن محمد: أنه يتوقف بمجلس علم الشفيع، وهو اختيار الكرخي، وطلب التقرير هو قول الشيخ، ثم ينهض منه، أي من المجلس فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده، وتقييد الشيخ بقوله: "أشهد في مجلسه" إشارة إليه، أي إلى اختيار الكرخي، ولايبطل بالسكوت إلا أن يوجد منه ما يدل على الإعراض.

وكيفية الطلب أن يقول: طلبت أنا، أو أنا أطلبها، أو أنا أطالبها، وإن قال: لي فيما اشتريت شفعة بطلت.

وفى "الهداية": يصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة، كما لو قال: طلبت الشفعة أو أطلبها أو أنا طالبها؛ لأن الاعتبار للمعنى، وأما طلب التقرير والإشهاد فهو أن يقول: إن فلانًا اشترى هذه الدار وأنا شفيعها، وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن، فاشهدوا على ذلك، وفي الكرخي طلب الشفعة على الفور عند أبى حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: أنها على المجلس كخيار القبول وخيار المخيرة.

ولهما قوله عليه السلام: "الشفعة كنشطة عقال"، فإذا ثبت أنها على المجلس عند محمد كان على شفعة ما لم يقم، أو يتشاغل بغير الطلب، وكان أبو بكر الرازى يقول: إذا بلغه البيع وليس بحضرته من يشهده قال: إنى مطالب بالشفعة حتى لا يسقط فيما بينه وبين الله تعالى، ثم ينهض إلى من يشهد؛ لأنه لا يصدق إلا ببينة، ولو حال بينه وبين الإشهاد حائل، فلم يستطع أن يصل إليه، فهو على شفعته، وإن كان الشفيع حين علم بالبيع غائبًا عن البلد، فإن أشهد حين علم أو وكل من يأخذ له الشفعة، فهو على الشفعة، وإن لم يشهد، ولم يوكل حين بلغه خن البلد، فإن أشهد حين علم أو وكل من يأخذ له الشفعة، فهو على الشفعة، وإن لم يشهد، ولم يوكل حين بلغه ذلك مع قدرته عليه، وسكت ساعة بطلت شفعته؛ لأن الغائب يقدر على الطلب كما يقدر عليه الحاضر، وإن أخبر في كتاب والشفعة في أوله أو وسطه، وقرأ الكتاب إلى آخره قبل الطب، بطلت شفعته، وعلى هذا عامة المشايخ، وهذا على اعتبار الفور. وعن محمد: له مجلس العلم، ولو قال بعد ما بلغه البيع: من اشتراها؟ أو بكم

فيشهَدُ عَلَى البَائع إن كَانَ المَبِيعُ (١) في يَده (٢) ، أو عَلَى المُبتَاعِ (٣) ، أو عندَ العَقار، فإذَا فَعَلَ ذَلكَ استَقَرّت شُفْعَتُه، ولَم تَسقُط بالتَأْخير عندَ أبي حَنيفةَ رَحمَهُ اللهُ (١) .

وقَالَ مُحَمَّدٌ: إِن تَركَهَا من غَيرِ عُذرِ شَهرًا بَعدَ الإشهَادِ، بَطَلَتْ شُفعَتُه، والشُفعَةُ وَالشُفعَةُ وَاجبَةٌ في العَقَارِ (٥)، وإِن كَانَ مَّا لا يُقسَّمُ (٦) كَا لَحَمَّامٍ والرَحَى والبِئرِ والدُورِ الصِغَارِ، ولا

بيعت، ثم طلبها، فهو على شفعته، ثم إذا بلغه العلم لم يجب عليه الإشهاد حتى يخبره رجلان، أو رجل واسرأتان، أو واحد عدل، وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنه يعتبر في الخبر أحد شرطي الشهادة، إما العدد أو العدالة.

وقال زفر: حتى يخبره رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول كالشهادة، وقال أبو يوسف ومحمد: يجب عليه الإشهاد إذا أخبره واحد، سواء كان حراً أو عبداً، صبياً كان أو امرأة، عدلا كان أو غير عدل، إذا كان الخبر حقّا، فإن لم يشهد عند ذلك بطلت شفعته، وأما في المخيرة إذا بلغها التخيير لم يعتبر في المخير أحد شرطي الشهادة إجماعًا، وكذا المشترى إذا قال للشفيع: قد اشتريت فسكت بطلت شفعته إجماعًا، وإن لم يكن في المشترى أحد شرطي الشهادة، كذا في "الجوهرة".

- (١١) أي من المجلس. (ج)
- (۱) أي لم يسلمه إلى المشترى. (ج)
  - (٢) أي في يد البائع.
- (٣) قوله: "أو على المبتاع . . . إلخ " وهذا لأن كل واحد منهما أي من البائع والمشترى خصم فيه ؛ لأن للأول اليد، وللثاني الملك، وكذا يصح الإشهاد عند البيع ؛ لأن الحق متعلق به، كذا في "الهداية" .
- (3) قوله: "ولم تسقط [الشفعة] بالتأخير عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال محمد... إلخ "يعنى لا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب، وهو طلب الأخذ بعد ما استقرت شفعته بالأشياء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أبي يوسف، وعند محمد رحمه الله: إن ترك ذلك شهراً بعد الإشهاد بغير عذر كالمرض والحبس ونحوهما، بطلت شفعته، وهو قول زفر؛ لأنها لولم تسقط به تضرر المشترى إذ لم يمكنه التصرف عند نقضه من جهة الشفيع فقدر بشهر؛ لأنه آجل، وما دونه عاجل، كما يأتي في الأيمان، والفتوى اليوم على هذا لتغير أحوال الناس في قصد الإضرار بالغير، ووجه قول الإمام وهو ظاهر المذهب أن حقه تقرر شرعاً، فلا يبطل بتأخيره كسائر الحقوق إلا بأن يسقطها بلسانه، وما ذكر من الضرر يمكن دفعه برفع المشترى إلى القاضي ليأمره بالأخذ، أو الترك، فمتى لم يفعل فهو المضر بنفسه، وبه يفتى، كذا في "الدرد" عن "الهداية" و "الكافى".

وفى "الشرنبلالية" عن "البرهان": أن تصحيح صاحب "الذخيرة" المغنى وقاضى خان فى "جامعه الصغير" من كون تقدير السقوط بشهر أصح من صاحب "الهداية" و "الكافى " عدم سقوطها بالتأخير أبداً كسائر الحقوق، والفرق بين الشفعة وسائر الحقوق مذكور فيه، كذا فى "الفتح" باختصار، ولو لم يكن فى البلدة قاض لا تبطل بالتأخير بالإجماع، إذ لا يتمكن من الخصومة إلا عند القاضى، فكان عذراً، وكذا لو كان قاض، لكنه شافعى المذهب لا يرى الشفعة نى الجوار. (ملتقط من الشروح)

(٥) قوله: "والشفعة وإجبة في العقار" أي لا تثبت الشفعة قصدًا إلا في العقار دون غيره، وإنما قلنا: قصدًا لأنها تثبت في غير العقار تبعًا أيضًا، كالشجر والثمر وما في حكمه، أي حكم العقار كالعلو؛ لأن حق التعلى يبقى على الدوام، فكان العلو كالعقار، قال في الشرنبلالية: ثم إن كان العلو طريقه طريق السفل، يستحق الشفعة بالطريق على أنه خليط في الحقوق، وإن لم يكن كذلك بأن كان طريق غير طريق السفل يستحقها بالمجاورة. (الفتح)

شُفْعَةَ في البِنَاءِ والنَخلِ (۱) إِذَا بِيعَ بدُونِ العَرصَةِ، ولا شُفْعَةَ في العُرُوضُ والسُفُنِ (۱) والسمُسلِمُ والذَّمِّ في الشُفعَةِ سَوَاءُ (۱) وإذَا مَلَكَ العَقَارَ بِعوَضٍ هُوَ مَالٌ (۱) وَجَبَت فِيهِ الشُفعَةُ (۱) ولا شُفعَةَ في الدَارِ التِّي يَتَزَوَّجُ الرَجُلُ عَلَيهَا (۱) ، أو يُحَالِعُ المَراأةَ بهَا (۱) ، أو يُحَالِعُ المَراأةَ بهَا (۱) ، أو يُصَالِحُ عَنهَا (۱) بإنكارٍ أو يُستَأجِرُ بهَا دَارًا ، أو يُصَالِحُ من دَمِ عَمَد (۸) ، أو يُعتِقُ عَلَيهَا عَبدًا (۱) ، أو يُصَالِحُ عَنهَا (۱) بإنكارٍ أو

(١) لأنه منقول لا قرار له. (ج)

 (٢) قوله: "ولا شفعة في العروض. . . إلخ" لقوله عليه السلام: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» ولأن السفن منقولة كالعروض، ولا شفعة في المنقول؛ لأن الملك فيه لايدوم كدوامه في العقار، كذا في " الجوهرة" .

إن قلت: ظاهر الحديث يدل على حصر ثبوت الشفعة في الربع والحائط، فيدل على انتقاء الشفعة في عقار غير ربع وحائط، كما دل انتفاءها في السفينة.

قلنا: ويمكن الجواب بحمل القصر على القصر الإضافي لا الحقيقي، فالقصر بالنسبة إليهما لا بالنسبة إلى جميع ما عداهما -فتأمل-. (من التكملة بتصرق والفتح)

- (٣) قوله: "سواء" لأنهما يستويان في السبب والحكمة" وهي دفع ضرر سوء الجوار، فيستويان في الاستحقاق، كذا في "الهداية"، وقال ابن أبي ليلي لا شفعة للذمي؛ لأن الأخذ بالشفعة رفق شرعي، فلا يثبت لمن هو منكر لهذه الشريعة، وهو الكافر، ولكنا نأخذ بما قضى به شريح رحمه الله، وقد تأيد ذلك بإمضاء عمر رضى الله عنه، كذا في "النهاية".
  - (٤) احتراز عن عوض ليس بمال، كما في المهر وغيره ونحوه.
- (٥) قوله: "وجبت فيه الشفعة" لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع، وهو التملك بمثل ما تملك به المشترى صورة إن كان من ذات الأمثال، أو قيمة إن كان من ذوات القيم، كذا في "الهداية"، وإنما قال: ملك ولم يقل: اشترى؛ لأنه تجب الشفعة في الهبة بشرط العوض، ولم يكن هناك شراء، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٦) قوله: "يتزوج الرجل إلخ" يعنى لا تجب الشفعة في دار جعلت مهرا بأن تزوج امرأة عليها أو جعلت بدل خلع بأن خالعها على دار دفعتها إليه، أو جعلت أجرة بأن استأجر حمارًا بدار يدفعها إليه عوض الأجرة، أو جعلت بدل صلح عن دم أو جعلت عوض عتق بأن أعتق عبده على دار، وعند الشافعي تجب فيه الشفعة ؛ لأن هذه الأعواض متقومة عنده، وعندنا لا ؛ لأن المستحق بهذه العقود ليست بمال. (من "العيني" وغيره)
  - (٧) لأن الشفعة إنما تجب في مبادلة المال بالمال، وهذه الأعواض ليست بمال. (ج)
    - (٨) لأن بدلها ليس بعين مال. (ج)
- (٩) قوله: "أو يعتق عليها عبدًا" صورته: أن يقول لعبده: أعتقك بدار الآن، فوهبها صاحبها للعبد، فيدفعها العبد إلى السيد، فلا شفعة فيها؛ لأنها عوض عن العتق، وهو ليس بمال. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) قوله: "وإن كان مما لا يقسم" وقال الشافعي: لا شفعة فيما لا يقسم؛ لأن الشفعة إنما وجبت دفعًا لمؤنة القسمة، وهذا لا يتحقق في ما لا يقسم، ولنا قوله عليه السلام: "الشفعة في كل شيء عقار أو ربع إلى غير ذلك من العمومات»، ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك، والحكمة دفع ضرر سوء الجار، وأنه ينتظم القسمين ما يقسم وها لا يقسم، وهو الحمام والرحى والبئر والطريق، كذا في "الهداية".

سُّكُوت<sup>(۱)</sup> .

فإن صَالَحَ عَنهَا بإقرَارِ وَجَبَت فِيهِ الشُّفعَةُ، وإذَا تَقَدَّمَ الشَّفيعُ إلَى القَاضِي (٢)، فادَّعَى الشَرَاءَ وطَلَبَ الشُّفعَةَ (٦) سَأَلَ القَاضِي السَّمُدَّعَى عَلَيهِ عَنهَا (٤)، فإن اعتَرَفَ بِملكه الذي يَشفَعُ بِه (٥)، وإلا كَلَّفَه بإقَامَةِ البَيَّنَةِ (٢)، فإن عَجَزَعَن البَيْنَةِ استُحلِفَ (١) المُشتَرِي بالله (٨) مَا يَعلَمُ (٩) أنّه مَالِكُ لِلذِي ذَكَرَه مِمَّا يَشفَعُ بِه، فإن نَكَلَ عَن اليَمِينِ، أو قَامَت للشَفيعِ بَيّنَةُ (١٠) يَعلَمُ (٩) أنّه مَالِكُ لِلذِي ذَكرَه مِمَّا يَشفَعُ بِه، فإن نَكَلَ عَن اليَمِينِ، أو قَامَت للشَفِيعِ بَيّنَةُ (١٠)

<sup>(</sup>١٠) قوله: "أو يصالح عنها" لأنه إذا صالح عنها، أي عن الدار بإنكار، بقى الدار في يده، فهو أي المدعى عليه يحتمل أنه بذل المال افتداء عليه يزعم أنها لم تزل عن ملكه، وكذا إذا صالح عنها بسكوت؟ لأنه أي المدعى عليه يحتمل أنه بذل المال افتداء ليمينه وقطعًا لشغب خصمه، كما إذا أنكر المدعى عليه صريحًا، بخلاف ما إذا صالح عنها بإقرار ؟ لأنه أي المدعى عليه معترف بالأملاك للمدعى، وإنما استفاده بالصلح، فكان مبادلة مالية، وأما إذا صالح عليها بإقرار أو سكوت أو إنكار وجبت الشفعة في جميع ذلك؟ لأنه أي المدعى أخذها عوضا عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنسه، أي من جنس حقه، فيتعامل بزعمه، كما في "الهداية".

<sup>(</sup>۱) قوله: "بإنكار أو سكوت" صورته: ادعى رجل دارًا، وأنكر صاحبها، أو سكت ثم صالح عن تلك الدار على مال، لا شفعة فيها، فإن صالح عنها وجبت فيه الشفعة عنها بإقراره بالدار؛ لأن الصلح بعد الاعتراف يكون مبادلة مال بمال. (فاتح القدوري)

<sup>(</sup>٢) هذه كيفية طلب الخصومة.

<sup>(</sup>٣) قوله: "فادعى. . . إلخ" صورته أن يقول الشفيع للقاضى بأن فلانًا اشترى دارًا -وبين مصرها ومحلها وحدودها- وأنا شفيعها بدارى، فمره بتسليمها إلىّ، وإنما بين هذه الأشياء؛ لأن الدعوى إنما تصح في المعلوم، وإعلام العقار بهذه الأشياء، كذا في "النهاية".

<sup>(</sup>٤) قوله: "سأل القاضى المدعى عليه عنها" أى سأله عن الدار التى تشفع بها لجواز أن يكون قد خرجت من ملك الشفيع، وهو يقدر على إقامة البينة بذلك، وأبهم المدعى عليه؛ لأنه متردد بين البائع والمشترى، إذ البائع هو الخصم إذا كان المبيع في يده، أو المشترى إذا قبض، والظاهر أن المراد منه المشترى بدليل قوله بعد هذا: استحلف المشترى. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "فإن اعترف بملكه الذي يشفع به [فبها]" ثبتت له الشفعة؛ لأنه اعترف بما يستحق عليه به الشفعة، وإن أنكر كلف المدعى إفامة البينة أن الدار التي يشفع بها في ملكه يوم البيع. (الجوهرة)

 <sup>(</sup>٦) قوله: "وإلا [أى وإن أنكر من أن يكون شفيعها] كلفه بإقامة البينة" ليس معناه أنه يلزمه ذلك؛ لأن
 إقامة البينة من حقوقه، وذلك موقوف على اختيار، وإنما معناه أنه يسأله هل له بينة أم لا؟ (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) القاضي .

<sup>(</sup>٨) لو كان المدعى عليه المشترى، وكان المبيع في يده.

<sup>(</sup>٩) قوله: "ما يعلم أنه. . . إلخ " وإنما يحلف بالعلم لئلا يكون حملا على الكذب ؛ لأنه حالف على فعل الغير . (الفاتح)

سَأَلُه (')القَاضِي، هَل ابتَاعَ أم لا؟ فإن أنكرَ الابتياع، قِيلَ للشفيع: أقم البَيّنَة (')، فإن عَجَزَ (') عَنهَا استُحلِفَ السمُستَرِي بالله مَا ابتَاعَ، أو بالله ما يَستَحِق (') عَلَى هَذهِ الدَّارِ شُفعَةً مِن الوَجهِ الدَّي ذَكرَه (°)، وتَجُوزُ السَمُنا زَعَةُ في الشَّفعَةِ، وإن لَم يَحضُرُهُ الشَفيعُ الثَمنَ إلى مَجلِسِ القَاضِي (۱)، وإذَا قَضَى القَاضِي لَه بالشُفعَةِ، لَزِمهُ إحضَارُ الثَمن (۷)، وللشَفيع أن يَرُدَّ الدَارَ بحيار العَيب والرُّؤيَة (۸).

وإن أحضر الشَفِيعُ البَائعَ والمَبِيعُ في يَده، فلَه أَن يُخَاصِمَه (٩) في الشُفعَة، ولا يَسمَعُ القَاضِي البَيَّنَةَ حَتَّى يَحضُرَ المُشتَرِى، فيُفسِخُ البَيعَ بَشهَدِ مِنهُ، ويَقضِي بالشُفعَةِ

<sup>(</sup>١٠) ثبت ملكه في الدار التي يشفع بها، وثبت الجوار، فبعد ذلك سأله . . . إلخ . (ج)

<sup>(</sup>١) أي سأل المدعى عليه. (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "أقم البينة" لأن الشفعة لا تجب إلا بعد ثبوت البيع وثبوته بالحجة، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٣) أي الشفيع.

<sup>(</sup>٤) الشفيع.

<sup>(</sup>٥) قوله: "من الوجه الذي ذكره" أي من الوجه الذي قاله الشفيع إنى اشتريت، أو حصلت لي بالهبة والعوض، ويحتمل أن تكون الهاء في ذكره راجعة إلى السبب، أي لا يستحق على الشفعة بالسبب الذي ذكره، وهو الخلطة في بعض المبيع أو في حق المبيع أو بالجوار، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٦) قوله: "وإن لم يحضر . . . إلخ وهذا ظاهر رواية الأصل، وعن محمد: لا يقضى له بها حتى يحضر الثمن، وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة احترازاً عن توى الثمن -أى عن هلاكه- وجه الظاهر أنه لا يجب عليه إلا بعد القضاء؛ لأنه قبل القضاء غير واجب عليه ، فلا يطالب به ، وعند الشافعي : ينتظر إلى ثلاثة أيام، وعند مالك وأحمد : يومين، فإن حضر الثمن فبها وإلا فسخ ، كذا في "شرح الكنز " للعلامة العيني .

<sup>(</sup>٧) قوله: "لزمه إحضار الثمن" لأنه لا ثمن عليه قبله، ولهذا يشترط تسليمه، ولا يشترط إحضاره، وأيضًا إذا قضى القاضى بالدار للشفيع، فللمشترى أن يحبسها حتى يستوفى الثمن من الشفيع، وإن طلب الشفيع أجلا في تسليم الثمن أجلا في تسليم الثمن أو ثلاثة، فإن سلّم فبها، وإلا حبسه القاضى في السجن حتى يدفع الثمن، ولاينقض الأخذ بالشفعة؛ لأن ذلك بمنزلة البيع والشراء، فلا يفسخه بعد نفوذ حكمه بذلك. (الجوهرة والفاتح)

<sup>(</sup>٨) قوله: "وللشفيع أن يرد الدار [لأنه بمنزلة المشترى. (ج)] بخيار العيب والرؤية أى يثبت للشفيع خيار الرؤية وخيار العيب، وإن شرط المشترى البراءة من العيب، وهذا بالإجماع؛ لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشترى إن كان الأخذ بعد القبض، وإن كان قبله فهو من البائع، فيثبت له الخيار، ولا يسقط الخيار برؤية المشترى، وبشرط براءته؛ لأن الشفيع ليس بنائب عنه، فلا يسقطه حقه بإسقاط المشترى. (من "التكملة" و"العيني")

<sup>(</sup>٩) لأن اليدله. (ج)

عَلَى البَائِع، ويَجعَلُ العُهدَةَ عَلَيه (١١).

وإذَا تَرَكَ الشَفِيعُ الإشهَادُ (٢) حِينَ عَلِمَ بِالبَيعِ، وهُو يَقدِرُ عَلَى ذَلِكَ (٢) بَطَلَت شُفعتُه (٤)، وكَذَلكَ إِن أَشهَدَ فَى السَمَجلِسِ، ولسم يَشهَد عَلَى أُحد السَمُتَعَاقد ين، ولا عند العَقَارِ (٥)، وإن صَالَحَ من شُفعَته عَلَى عوض أخذَه بَطَلَت الشُفعَةُ (٢)، ويَرُدُّ العوض (٧)، وإذَا مَاتَ الشُفعَةُ (١)، لم تَسقُط الشُفعَةُ (١)، وإذَا مَاتَ السمُشتَرِى (١)، لم تَسقُط الشُفعَةُ (١)، وإذَا مَاتَ السمُستَرِى (١)، لم تَسقُط السمُ

- (٤) لإعراضه عن الطلب. (ف)
  - (٥) لما مر .
- (٦) قوله: "بطلت. . . إلخ" لأنه يصير بقبول العوض معرضًا عنها، ولا يكون له من العوض شيء؛ لأنه رشوة، كأبا في "الجوهرة".
- (٧) قوله: "ويرد العوض" لأن حق الشفيع ليس بمتقرر في المحل، وإنما هو مجرد حق التملك، فلا يجوز أخذ العوض، بخلاف الاعتياض عن القصاص وملك النكاح وإسقاط الرق؛ لأن ملكه في هذه الأشياء متقرر في المحل. (العيني والفتح)
  - (٨) أي بعد طلب الشفعة وإتباتها بطلبين.
- (٩) قوله: "وإذا مات . . . إلخ" معناه إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة ، أما إذا مات بعد قضاء القاضى بالشفعة قبل نقد الثمن وقبضه ، فالبيع لازم لورثته ، كذا في " الجوهرة " وغيرها .
- (١٠) قوله: "وإذا مات المشترى" وكذا إذا مات البائع -قاله في "الخانية" ولا تباع في دين المشترى ووصيته، ولو باعها القاضي أو الوصى، أو أوصى المشترى فيها بوصية، فللشفيع أن يبطله، ويأخذ الدار؛ لأن حق الشفيع متقدم على حق المشترى، ولهذا ينقض تصرفه في حياته، كذا في "الهداية"، ذكره في "رد المحتار".
- (١١) قوله: "لم تسقط الشفعة" وإنما لا يبطل بموت المشترى؛ لأن المستحق باقي، ولم يتغير سبب حقه، وإنما انتقل إلى الورثة، كما إذا انتقل إلى غيره بسبب آخر، فينقضه، ويأخذها كما ينقض سائر تصرفاته حتى المسجد

<sup>(</sup>۱) قوله: "ويجعل العهدة عليه" أي على البائع؛ لأن المبيع إذا كان في يد البائع فحقه متعلق به؛ لأن له حبسه حتى يستوفى الثمن، وإنما لم يسمع حتى يحضر المشترى؛ لأن الملك له، وإن كانت الدار قد قبضت لم يعتبر حضور البائع؛ لأنه قد صار أجنبيًا لا يد له، ولا ملك.

وقوله: فيفسخ البيع بمشهد منه، صورة الفسخ أن يقول: فسخت شراء المشترى خاصة، ولا يقول: فسخت البيع لئلا يبطل حق الشفعة؛ لأنها بناء على البيع، فتحول الصفقة إليه، ويصير كأنه المشترى منه، وهذا يرجع بالعهدة على البائع بخلاف ما إذا كان قد قبضه المشترى، وأخذه من يده حيث تكون العهدة على المشترى، والعهدة هي ضمان الثمن عند استحقاق المبيع، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>٢) أي طلب المواثبة. (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: "وهو يقدر على ذلك" إنما قيده به، أي بقوله: "وهو يقدر . . . إلخ" لأنه لو حال بينه وبين الإشهاد حائل، فهو على شفعته . (الجوهرة)

الشَفِيعُ مايُشفَعُ بِه قَبلَ أَن يَقضِى لَه بالشُفعَةِ بَطَلَت شُفعَتُه (۱)، ووَكِيلُ البَائِعِ إِذَا بَاعَ وهُوَ الشَفِيعُ، فلا شُفعَةَ لَه (۲)، وكَذَ لِكَ (۲) إِن ضَمِنَ الشَفيعُ الدَركَ عَن البَائِع (۱)، ووَكِيلُ المُشتَرى إِذَا ابتَاعَ وهُوَ الشَفِيعُ، فلَه الشُفعَةُ (۵).

ومَن بَاعَ بِشَرطِ الخِيَارِ، فلا شُفعَةَ للشَفيع ('')، فإن أسقَطَ البَائِعُ الخِيَارَ، وَجَبَتِ الشُفعَةُ (١٠)، ومَن ابتَاعَ دارًا شِرَاءً فَاسِدًا، فلا الشُفعَةُ (١٠)، ومَن ابتَاعَ دارًا شِرَاءً فَاسِدًا، فلا شُفعَةَ فِيهَا (١٠)، ولِكُلِّ وَاحدِ من المُتَعَاقِدَينِ الفَسخُ، فإن سَقَطَ الفَسخُ (١٠) وَجَبَتِ الشُفعَةُ (١١).

والمقبرة. (من "التكملة" و "الفتح")

<sup>(</sup>١٢) بيعًا باتًّا. (ج)

<sup>(</sup>۱) قوله: "بطلت... إلخ" لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك، وهو الاتصال بملكه، ولا فرق بين أن يكون عالمًا وقت بيع داره بشراء المشفوعة أو لم يكن عالمًا ؛ لأنه لا يختلف في الحالين، فصار كالتسليم الصريح، فإنه لا يختلف بين أن يعلم ببيعها، أو لم يعلم، وكذا إبراء الغريم ؛ لأن ذلك إسقاط، فلا يتوقف على العلم كالطلاق والعتاق، ولا تبطل إن كان بالخيار لبقاء السبب، كما في "شرح الكنز" للعلامة العيني رحمه الله.

 <sup>(</sup>٢) قوله: "فلا شفعة له" لأن عقد البيع يوجب عليه تسليم المبيع إلى المشترى، فإذا كان التسليم لازمًا له
 كان ذلك مبطلا شفعته. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٣) أي لا تجب له الشفعة.

<sup>(</sup>٤) قوله: "إن ضمن الشفيع الدرك من البائع" لأن ضمان الدرك تصحيح للبيع، وفي المطالبة بالشفعة فسخ لذلك، فلا يصح، والدرك هو ما يلزم البائع بعد الاستحقاق، وصورة الدرك بأن يقول رجل للمشترى: ضمنت عن البائع على أنه إن ظهر مستحق لهذا البيع، فعلى الثمن الذي أديته. (الجوهرة والفاتح وغيرهما)

 <sup>(</sup>٥) قوله: "فله الشفعة" لأن البيع يحصل للموكل بعقد البيع، والشفعة تجب بعده، فلا تبطل بتسليم، أو سكوت، ولم يوجد واحد منهما؛ ولأن أخذه بالشفعة تتميم للعقد، فلذلك صحت له، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٦) قوله: "فلا شفعة للشفيع" لأن خيار الباتع يمنع زوال المبيع عن ملك الباتع، فصار كما لم يبع. (الجوهرة)

 <sup>(</sup>٧) قوله: "وجبت الشفعة" لأنه زال المانع عن الزوال، ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح؛
 لأنه إذا أسقط الخيار لزمه البيع. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٨) قوله: "وجبت الشفعة. . . إلخ" لأنه لا يمنع زوال الملك عن المبيع إجماعًا، وإذا أخذها الشفيع في التلاث وجب البيع لعجز المشترى عن الرد، ولا خيار للشفيع؛ لأنه تبت بالشرط، وهو للمشترى دونه. (الجوهرة)

 <sup>(</sup>٩) قوله: "فلا شفعة فيها . . . إلخ" أما قبل القبض فلبقاء ملك البائع فيها، وأما بعده فلاحتمال الفسخ ؛
 لأن لكل واحد من المتبايعين سبيلا من فسخه ، كذا في "مجمع الأنهر" و "الجوهرة".

وإذَا اشتَرَى الذمّى دَارًا بِحَمرٍ، أو خِنزِيرٍ، وشَفِيعُهَا ذمّى أَخَذَهَا بَثِلِ الْخَمرِ وقِيمَةِ الْخِنزِيرِ ''، وإن كَانَ شَفِيعُهَا مُسلِمًا أَخَذَها بقيمَة الْخَمرِ والخِنزيرِ ''، ولا شُفعَة فى المُهِبَة إلاّ أَن تَكُونَ بعوضٍ مَشرُوط ''، وإذَا اختَلَفَ الشّفِيعُ والسَمُشتَرِى فى الثّمَن ''، فالقَولُ '' قَولُ السَمُ شتَرِى ''، فإن أقًاما البَيّنَة، فالبَيّنَةُ بَيّنَة الشّفيع عند أبى حَنيفَة ومُحَمّد رَحمَهُ مَا اللهُ، وقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحمَهُ اللهُ: البَيّنة بَيّنَةُ المُشتَرى '' .

(١٠) قوله: "فإن سقط [أى حق الفسخ] الفسخ" بأن باع المشترى من آخر، وجبت الشفعة؛ لأن امتناع حق اسفعه إلى كن نتبوت حق الفسخ، فإذا سقط حق الفسخ وجبت الشفعة، ولأن البيع الفاسد قد يملك عندن إذا اتصل به القبض، وإنما منع من الشفعة لثبوت حق البائع في الفسخ، فإذا سقط حقه من الفسخ، زال المانع، فلهذا وجبت، وللشفيع أن يأخذ بالبيع الثاني بالثمن المذكور، أو ينقض البيع الثاني، ويأخذه بالبيع الأول بقيمته، كما في "الجوهرة" و"الكفاية".

(١١) لزوال المانع.

(١) قوله: "أخذها. . . إلخ " لأن هذا بيع صحيح فيما بينهم، فإذا صح ترتب عليه أحكام البيع مثل الشفعة ونحوها، غير أن الذمي لا يتعذر عليه تسليم الخمر، فيأخذ بها لأنها من ذوات الأمثال، والخنزير من ذوات القيم، فيجب عليه قيمته، كذا في "شرح الكنز" للعلامة العيني، فإن أسلم الذمي قبل أن يأخذها بالشفعة، فله أن يأخذه بقيمة الخمر عضرت عن تسليم الخمر، كذا في "الجوهرة".

(٢) قوله: "أخذها بقيمة . . . إلخ " لأنه لا يقدر على تسليم المثل لكونه ممنوعًا عن تمليكهما وتملكهما ، فيجب عليه فيمتهما ، كذا قاله العلامة العيني في "شرح الكنز" ، وإن كان شفيعها مسلمًا وذميًّا ، أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر ، والذمي نصفها بمثل نصف الخمر ، كذا في "الجوهرة" .

(٣) قوله: "إلا أن تكون بعوض . . . إلخ " بأن يقول: وهبت لك هذه الدار على كذا من الدراهم ، أو على شيء آخر هو مال ، وتقابضا بالإذن صريحًا أو دلالة ، فإن لم يتقابض ، أو قبض أحدهما دون الآخر ، فلا شفعة فيها ، ثم في الهبة بشرط العوض يشترط الطلب وقت القبض ، حتى لو سلّم الشفعة قبل قبض البدلين ، فتسليمه باطل ، كذا في "المستصفى" ، وإن وهب له عقارًا على شرط العوض ، ثم عوضه بعد ذلك ، فلا شفعة فيه ، ولا فيما عوضه ، كذا في "الجوهرة النيرة" .

(٤) قوله: "وإذا اختلف الشفيع والمشترى في النمن" فالقول قول المشترى، أى إذا اختلف الشفيع والمشترى في مقدار الثمن، فقال الشفيع: اشتريتها عائة، وقال المشترى: اشتريتها عائة وعشرين، فالقول للمشترى؛ لأن الشفيع يدعى عليه استحقاق الأخذ عند نقد الأقل، والمشترى ينكر ذلك، والقول للمنكر مع عينه، ولا يتحالفان؛ لأن التحالف عرف بالنص فيما إذا وجد الإنكار من الجانبين والدعوى من الجانبين، والمشترى لايدعى على الشفيع شيئًا، فلا يكون الشفيع منكرًا، فلا يكون في معنى ما ورد به النص، فامتنع القياس، كذا في العيني .

- (٥) والشفيع بالخيار إن شاء أخذ بالثمن الذي قاله المشترى، وإن شاء تركه. (ج)
  - (٦) مع يمينه وهذا إذا لم يقم الشفيع بينة، وإن أقام قضى بها. (ج)

(٧) قوله: "وقال أبو يوسف رحمه الله: البينة بينة المشترى" لأنها تثبت الزيادة، والبينة المثبتة للزيادة أولى،

وإذَا ادّعَى المشترى تَمنَا أكثر، وادّعَى البَائعُ أقل منه، ولَم يقبِض الثَمنَ أخذَهَا الشفيعُ (البَائعُ، وكَانَ ذَلِكَ حَطّاعنِ المُشتَرِى، وإن كَانَ قَبَضَ الثَمَن، أخَذَهَا بَاقَالَ السَفيعُ وَلَم يَلتَفِت (اللهِ يَقولِ البَائع، وإذَا حَطَّ البَائعُ عَن المُشتَرِى بَعضَ الثَمَن (المُشتَرِى، ولَم يَلتَفِت اللهَ فيع، وإن حَطَّ عَنهُ جَمِيعَ الثَمَن لَم يَسقُطُ ذَلِكَ عَنِ الشَفيع، وإن حَطَّ عَنهُ جَمِيعَ الثَمَن لَم يَسقُطُ عَن الشَفيع أَن الشَفيع، وإذَا زَادَ المُشتَرِى للبَائعِ في الثَمن ، لم تَلزَم الزِيَادَةُ (اللهَ فيع، وإذَا اجتَمعَ الشُفَعَاءُ، فالشُفعَةُ بَينَهُم عَلَى عَدَد رُؤُوسِهِم (اللهُ ولا يُعتَبَرُ باختِلاف الأملاك (اللهُ ومن اشتَرى دارًا بعَرض، أخذَهَا الشَفيعُ بقيمَتِهُ (المُ وإن اشتَراهَا عَكِيلَ أو مَوزُونِ أَخَذَهَا بَعْلِهُ (الْ)، وإن بَاعَ عَقَارًا بعَقَارٍ، أخذَ

وعند الشافعي وأحمد رحمهما الله تهاترتًا، والقول للمشترى، وعنهما يقرع، عند مالك: يحكم بالأعدل، وإلا باليمين، ولهما أن بينة الشفيع أكثر إثباتًا معنى، وإن كانت بينة المشترى بأكثر إثباتًا صورة؛ لأن البينات للإلزام، وبينة الشفيع ملزمة بخلاف بينة المشترى، فإن بينة الشفيع إن قبلت وجب على المشترى تسليم الدار إليه، وإذا قبلت بينة المشترى لا يجب على الشفيع شيء، بل يتخير بين الأخذ والترك. (ملتقط من "العيني" و"الفتج".

- (١) سواء كانت الدار في يد البائع، أو في يد المشترى.
- (٢) لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد، وصار هو كالأجنبي. (ج)
- (٣) قوله: "بعض الثمن" وكذا إذا حط بعد ما أخذها الشفيع بالثمن، يحط عن الشفيع حتى أنه يرجع عليه بذلك القدر، وكذا إذا أبرأه من بعض الثمن، أو وهبه له، فحكمه حكم الحط، كذا في "الجوهرة".
- (٤) قوله: "لم يسقط" لأنه لا يمكن إلحاقه بأصل العقد بحال؛ لأنه يكون بيعًا بلا ثمن، كذا في "المجتبي"، قال في "العيني": يكون هذا البيع باطلا، وقال في "الجوهرة النيّرة": هذا أي عدم سقوط الثمن عن الشفيع في هذه الصورة، إنما كان إذا حطّ الكل بكلمة واحدة، أما إذا كان بكلمات يأخذه بالأخيرة.
- (٥) قوله: "لم تلزم الزيادة" لأن في اعتبار الزيادة ضررًا بالشفيع لاستحقاقه الأخذ بما دونها، أي بما دون الزيادة، بخلاف الحط؛ لأن فيه أي في الأخذ بالحط منفعة للشفيع، وإذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول، لم يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول، كذا في "الهداية".
- (٦) قوله: "على عدد رؤوسهم . . . إلخ" وقال الشافعي: على مقادير الأنصباء، وصورته: دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع صاحب النصف جميع نصيبه، وطلب الشريكان الشفعة، قضى بها بينهما نصفين عندنا، وقال الشافعي: أثلاثًا ثلثاها لصاحب الثلث، وثلثها لصاحب السدس، كذا في "الجوهرة النيرة".
  - (٧) للتساوى في الأملاك. (ف)
- (٨) قوله: "بقيمته [لأنه من ذوات القيم. (ج)]" وتعتبر قيمته وقت الشراء، لا وقت الأخذ، كذا في "الفتح" نقلا عن "الشلبي".
  - (٩) لأنهما من ذوات الأمثال. (ج)

الشَّفِيعُ كُلَّ وَاحْدُ مِنْهُمَا بَقِيمَةِ الْأَخَرِ (')، وإذَا بَلَغَ الشَّفِيعَ أَنَّهَا بِيعَت بألف ('')، فسَلَّمَ الشُفعَة، ثُمَّ عَلَمَ أَنَّهَا بِيعَت بألف ('')، فسَلَّمَ الشُفعَة، ثُمَّ عَلَمَ أَنَّهَا بِيعَت بأقلَّ مِن ذَلِكَ، أو بحنطة، أو شَعِير، قِيمَتُهَا ألف ('') أو أكثرَ ('')، فتسليمُه بَاطِل ('')، ولهُ الشُفعَةُ، وإن بَانَ أَنَّهَا بِيعَت بدَنَا نِيرَ قِيمَتُهَا أَلفٌ ('')، فلا شُفعَةَ له.

وإذَا قِيلَ له: إن المُشتَرِى فلانٌ، فسَلَمَ الشُّفعَة، ثُم عَلِمَ أَنَّه غَيرُه، فلهُ الشُفعَةُ (()، ومَن اشتَرَى دَارًا لغيرِه، فهُ وَالخَصمُ في الشُفعَة (() إلاّ أن يُسكَمَهَا إلى السمُ وكّلِ، وإذَا بَاعَ دارًا إلا مِقدَ ارَدْرَاعٍ في طُولِ الحَدِّ الذِي يَلِي الشَّفيعَ، فلا شُفعَة له (()، وإن ابتَاعَ مِنهَا سَهمًا بِثَمَنٍ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) قوله: "بقيمة الآخر" لأنه بدله، وهو من ذوات القيم، فيأخذه بقيمته، كذا في "الهداية"، وفي "الجوهرة": هذا إذا كان شفيعًا لهما جميعًا، أما إذا كان شفيعًا لواحد منهما أخذه بقيمة الآخر.

<sup>(</sup>٢) أي بألف درهم مثلا.

<sup>(</sup>٣) أي ألف درهم.

<sup>(</sup>٤) أو أقلّ، كذا في "النهاية".

<sup>(</sup>٥) قوله: "فتسليمه باطل. . . إلخ" لأن في التبليغ غرورًا، ولأنه يقدر على دفع ما دون الألف، ولا يقدر على الألف، وقد يقدر على دفع الحنطة والشعير، ولا يقدر على دفع الألف، هذا ما في "الجوهرة"، وفي "الهداية": لأنه إنما سلم لاستكثار الثمن، فإذا ظهر الأقل من ذلك، بطل تسليمه.

قال في "النهاية": كأنه قال: سلمت إن كان الثمن ألفًا، فالتسليم مشروط ينتفي بانتفاء شرطه، بخلاف ما إذا ظهر أكثر من الألف، فإن مستكثر الألف أكثر استكثارًا للأكثر، فكان التسليم صحيحًا.

<sup>(</sup>٦) قوله: "وإن بان أنها بيعت بدنانيّر . . . إلخ" لأنهما جنس واحد في الثمنة ، وقال زفر والثلاثة : هو على شفعته ؛ لأنهما جنسان حقيقة ، كذا في "العيني" ، قال في "الفتح" : وهو أي بطلان الشفعة قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وهو استحسان ، والقياس أن تثبت له الشفعة .

<sup>(</sup>٧) قوله: "فله الشفعة [لتفاوت الجوار. (الفاتح)]" لأن الإنسان قد يصلح له مجاورة زيد، ولا يصلح له مجاورة عمرو، فإذا سلم لمن يرضى بجواره لم يكن ذلك تسليمًا في حق غيره، وإذا قيل له: إن المشترى زيد، فسلم ثم علم أنه زيد وعمر، وصح تسليمه لزيد، وكان له أن يأخذ نصيب عمرو؛ لأن التسليم لم يوجد في حقه، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>٨) قوله: "فهو الخصم في الشفعة... إلخ" لأنه هو العاقد، والأخذ بالشفعة من حقوق العقد، فيكون متوجها عليه إلا أن يسلم الدار إلى الموكل، فيخرج من الخصومة، وهذا عندنا، وعند الثلاثة الخصم هو الموكل ابتداء؛ لأن الوكيل بمنزلة السفير، كذا قال العلامة العيني في "شرح الكنز"، وللشفيع أن يأخذها من يد الوكيل، ويسلم إليه الثمن، ويكون العهدة -أى عهدة الدار المشفوعة - عليه كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٩) قوله: "فلا شفعة له [لانقطاع الجوار. (ج)]" لأن الاستحقاق بالجوار ولم يوجد الاتصال بالمبيع؛ لأن الجوار إنما حصل له بالذراع الذي يليه، فإذا استثناه حصل البيع فيما لا جوار له وهذه حيلة لإسقاط الشفعة. (الجوهرة وغيرها)

ابتاع بقيتها، فالشُفعة للجارفي السهم الأوّل دُونَ الثَانِي (١)، وإذَا ابتَاعَهَا بِثَمَن، ثُمّ دَفَعَ إِلَيه تُوبًا عَوَضًا عَنهُ، فالشُفعة بالثَمَن دُونَ الثَوب (٢)، ولا تُكرَهُ الحيلة في إسقاط الشُفعة (٣) عند أبي يُوسئف رَحِمَهُ اللهُ . وقالَ مُحَمّدٌ رَحِمَهُ اللهُ : تُكرَهُ (١) ، وإذَا بَنَى المُشترِي أو غَرَس، ثُمّ قُضى للشفيع بالشُفعة، فهُ وَبالخيار (٥)، إن شَاءَ أخَذَهَا بالثَمَن وقيمة البِنَاء والغَرس مقلُوعين، وإن شَاءَ كلف الممشتري بقلعه، وإن أخذَها الشفيع فبنني، أو غَرَس، ثُمّ استُحقت، رَجَع بالثَمَن ولا يَرجِع بقيمة البِنَاء والغَرس (٢)، وإذَا انهَدَمَت الدَارُ، أو استُحقت، رَجَع بالثَمَن، ولا يَرجِع بقيمة البِنَاء والغَرس (٢)، وإذَا انهَدَمَت الدَارُ، أو

- (٢) قوله: "فالشَّفعة بالثمن دون الثوب" لأن الشفعة إنما تجب بالعوض الذي وقع عليه العقد، وهو الثمن، والثوب لم يقع عليه العقد، وإنما عوض عما في ذمة المشترى، فيكون البائع مشتريًا للثوب بعقد آخر غير العقد الأول. (الجوهرة وغيرها)
- (٣) قوله: "ولا تكره الحيلة [هي ما يتكلف لدفع مكروه وجلب محبوب؛ لأنه امتناع عن إيجاب حق عليه، فلا تكره. (ج)] في إسقاط الشفعة. . . إلخ" لأنه يحتاج لدفع الضرر عن نفسه، والحيلة لدفع الضرر عن نفسه مشروع، وإن كان غيره يتضرر بذلك، وهو الأصح. (الفاتح والتكملة)
- (3) قوله: "وقال محمد رحمه الله: تكره" لأن الشفعة تجب لدفع الضرر عن الشفيع، وفي إباحة الحيلة تبقية الضرر عليه، فلم يجز، والفتوى على قول أبى يوسف قبل الوجوب، وعلى قول محمد بعد الوجوب، يعنى إذا كانت الحيلة بعد البيع، يكون الفتوى على قول محمد، وإن كانت قبله، فعلى قول أبى يوسف، وعلى هذا اختلفوا في الحيلة لإسقاط الزكاة، فأجازها أبو يوسف رحمه الله وكرهها محمد، والفتوى على قول محمد، وكذا هذا الاختلاف في الحيلة لإسقاط الحج، وأجمعوا أنه إذا ترك آية السجدة وتعدى إلى غيرها لكى لا تجب عليه السجدة أنه يكره، كذا في "الحجندى".
- (٥) قوله: "فهو بالخيار . . . إلخ "وهذا قول أبى حنيفة ومحمد وزفر ، وعن أبى يوسف : يقال للشفيع : إما أن تأخذ الأرض والبناء بقيمته قائمًا ، أو تدع ؛ لأن المشترى محق في البناء ، لأنه بناه على أن الأرض ملكه ، فلا يتكلف قلعه ، ولنا أنه بني في محل يتعلق به حق متأكد للغير عن غير تسليط من جهة من له الحق ؛ ولأن حق الشفيع أقوى من حق المشترى ؛ لأنه يتقدم عليه ، ولهذا ينقض بيعه وهبته ، كذا في "الجوهرة" .
- (٦) قوله: "رجع بالثمن، ولا يرجع بقيمة البناء والغرس" أما الرجوع بالثمن فإن المبيع لما لم يسلم له رجع بثمنه، وإنما لم يرجع بقيمة البناء والغرس لأن الرجوع إنما يجب لأجل الغرور، ولم يوجد من المشترى غرور، وكذا لو أخذها من البائع؛ لأن كل واحد منهما لم يوجب له الملك في هذا الدار، وإنما هو الذي أخذها بغير اختيارهما. (الجوهرة)

<sup>(</sup>۱) قوله: "في السهم الأول دون الثاني" وهذه حيلة أخرى، وإنما كان كذلك لأن الشفيع جار فيه، والجار يستحق بيع بعض الدار، كما يستحق بييع جميعها، وصورتها: رجل له دار تساوى ألفًا، فأراد بيعها على وجه لا يأخذها الشفيع، فإنه يبيع العشر منهما مبتاعًا بتسعمائة، ثم يبيع تسعة أعشارها بمائة فالشفعة إنما تثبت في عشرها خاصة بثمنه، ولا تثبت له الشفعة في التسعة الأعشار؛ لأن المشترى حين اشترى تسعة أعشارها صار شريكًا فيها بالعشر، كذا في "الجوهرة النيرة".

احتَرَقَت بِنَاءُهَا، أو جَفَّ شَجَرُ البُستَان بِغَيرِ عَمَلِ أَحَد، فالشَفيع بالخِيَار، إن شَاءَ أَخَذَهَا بجَمِيعِ الثَمَنِ (۱) وإن شَاءَ تَرَك (۲) ، وإن نَقَضَ الممُشتَرِى البِنَاء، قيلَ للشَفيع: إن شئت فخذ العَرصَة بحصّتِها، وإن شئت فذع (۲) ، وليس لَه (۱) أن يَأْخُذَ النُقضَ (۵) ، ومَن ابتَاعَ أرضًا، وعَلَى نخلِهَا ثَمَرٌ أَخَذَ ها الشفيع بشمرِها (۲) ، وإن جَدَّه (۱) المُشتَرِى سَقَطَ عَن الشَفيع حصّتُهُ (۱) ، وإن جَدَّه (۱) المُشتَرِى سَقَطَ عَن الشَفيع حصّتُهُ (۱) ، وإذ أفضي للشَفيع بالدَار، ولَم يَكُن رَاهَا، فلَهُ حِيَارُ الرُقْيَة (۱) ، فإن وجَدَ بهَا عَيبًا، فلهُ أن يَرُدها بِه، وإن كَانَ المُشتَرِى شَرَطَ البَرَاءَة مِنه (۱۱) ، وإذ البَتَاع بثَمَن مُؤجّل فالشَفيع بالخيار، إن شاء وأخذَها بثَمَن حَال (۱) ، وإن شاء مَن خَال اللهُ في أن اللهُ في أن المَن في عَالَ القَلْمَ المَن المَن خَال اللهُ في أن المَن عَال المُشتَرِى شَرَطَ البَرَاءَة مِنه (۱۱) ، وإذَا التَاع بثَمَن مُؤجّل فالشَفيع بالخيار، إن شاء أخذَها بثَمَن حَال (۱۱) ، وإن شَاء صَبَرَ حَتّى يَنقَضِى الأَجَلُ ، ثُمّ يأْخُذَها (۱۱) ، وإذَا اقتَسَمَ المَن خَالُ الرَّا المَن مَن حَال (۱۱) ، وإن شَاء صَبَرَ حَتّى يَنقَضِى الأَجَلُ ، ثُمّ يأْخُذَها المَن المَن

<sup>(</sup>١) قوله : "بجميع الثمن" لأن البناء والغرس تابع حتى دخلا في البيع من غير ذكر ، فلا يقابلهما شيء من الثمن ما لم يصر مقصوداً بالإتلاف، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٢) لأن للشفيع أن يمتنع عن تملك الدار بماله. (الفاتح)

<sup>(</sup>٣) قوله: "العرصة بحصتها، وإن شئت فدع" يعنى أخذ الشفيع العرصة بحصته من التُمن إن نقض المُشترى البناء؛ لأنه صار مقصوداً بالإتلاف، ويقابله شيء من الثمن، فيقسم الثمن على قيمة الأرض والبناءيوم العقد عليه بخلاف الأول؛ لأن الهلاك بآفة سماوية. (من "العيني" و"التكملة" و"البحر")

<sup>(</sup>٤) لأنه صار مقصودًا، ولم يبقَ تبعًا. (ج)

<sup>(</sup>٥) بالضم: بناى شكسته بازگرديده.

<sup>(</sup>٦) قوله: "أخذها الشفيع بثمرها [وهذا استحسان]" معناه إذا ذكر الثمرة في البيع؛ لأن الثمر وإن كان تبعًا للنخل من وجه باعتبار اتصاله به خلقة، ولكن الاتصال لما كان له للقطع انتهاء صار كزرع لم يدخل في البيع إلا بالذكر، كذا في "الكشف".

<sup>(</sup>٧) جدّ: بريدن خرما از نخل.

<sup>(</sup>٨) لأن الثمر دخل في البيع مقصودًا، فيقابله شيء من الثمن. (ج)

 <sup>(</sup>٩) قوله: "فله خيار الرؤية" لأن الشفيع بمنزلة المشترى، فكما يجوز للمشترى أن يردها بخيار الرؤية والعيب فكذا للشفيع. (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>١٠) قوله: "وإن كان المشترى شرط البراءة منه" لأن المشترى ليس بنائب عنه، فلا يملك إسقاط حق الشفيع، كذا في "الجوهرة النيّرة"، قال في "فاتح القدورى": لا يقال: إنه ذكر قبل هذا وللشفيع خيار الرؤية والعيب، فبأى معنى كرر ههنا؟ قلنا: باعتبار تفريع آخر، وهو القضاء والبراءة؛ لأن القضاء والبراءة لم يذكرا ثمه، فقال: يثبت خيار الرؤية والعيب، وإن كان البراءة حصلت من المشترى؛ لأن الشرط لا يلزم الشفيع.

<sup>(</sup>١١) قوله: "بثمن حال" وقال زفر ومالك وأحمد، والشافعي في القديم: له أن يأخذها في الحال بالثمن المؤجل؛ لأن الشراء وقع به.

ولنا: أن الأصل في الثمن أن يكون حالا، ويؤجل بالشرط، ولا شرط في حق الشفيع، ثم لا بد من الطلب إن كان شرط إلى حلول الأجل، حتى لو سكت ولم يطلب في الحال، بطلت شفعته عندهما، وعند أبي يوسف:

الشُّرَكَاءُ العَقَارَ، فلا شُفْعَةَ لِجَارِهم بالقسمَةِ (۱)، وإذَا اشتَرَى دَارًا، فسَلَّمَ الشَفِيعُ الشُفعَةَ، ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشتَرِى بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ، أو بِشَرط، أو بِعَيب بِقَضَاءٍ (۱) قَاضٍ (۱)، فلا شُفعَةَ للشَفِيع رَدَّها (۱) بِغَيرِ قَضَاءِ قَاضٍ (۱)، أو تقايلا، فللشَفيعِ الشُفعَةُ (۱)

### كتاب الشركة (٨)

# الشَــرِكَةُ عَلَى ضَربَينِ: شَرِكَةُ أَمَلاكِ، وشَرِكَةُ عُقُـودٍ، فشَرِكَةُ الأمْلاكِ: العَينُ يَرِثُهَا

لا يبطل بالتأخر إلى حصول الأجل؛ لأن الطلب ليس بمقصود لذاته، بل للأخذ، وهو لا يتمكن منه في الحال بثمن مؤجل، فلا فائدة بطلبه في الحال، ولهما أن حقه قد ثبت، ولهذا له أن يأخذ بثمن حال، ولو لا أن حقه ثابت لما كان له ذلك، والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطل الشفعة، كذا في "شرح الكنز" للعلامة العيني.

(١٢) قوله: "وإن شاء صبر حتى ينقضى الأجل، ثم يأخذها" لأن الأجل لا يثبت إلا بالشرط، ولم يوجد من الشفيع، ومعنى قوله: "وإن شاء صبر حتى ينقضى الأجل" الصبر عن الأخذ إما طلب الشفعة عليه في الحال حتى لو سكت عنه بطلت شفعته عندهما خلافًا لأبى يوسف، وقد مرّفي الحاشية السابقة. الجوهرة والفاتح وغيرهما

(١) قوله: "بالقسمة" لأن القسمة ليست بتمليك، وإنما هي تمييز الحقوق، وذلك لا يستحق به الشفعة، كذا في "الجوهرة".

- (٢) هذا قيد للرد بعيب. (الفاتح)
- (٣) فأراد الشفيع أن يأخذها بالشفعة. (ج)
- (٤) قوله: "فلا شفعة للشفيع" لأنه فسخ من كل وجه، فلا يمكن أن يجعل عقداً جديداً، فعاد إلى قديم ملك البائع، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ قبل القبض أو بعده، كذا في "شرح الكنز" للعيني، قال في "الجوهرة": وإن ردها بعيب بعد القبض بغير قضاء قاض أحذها بالشفعة.
  - (٥) بالعيب.
  - (٦) بعد القبض.
- (٧) قوله: "فللشفيع الشفعة" لأن الإقالة فسخ في حقهما بيع في حق الشفيع؛ لوجود البيع، وهو مبادلة المال بالمال بالتراضى، قوله: "أو تقايلا" قال في الكرخي: سواء تقايلا قبل القبض أو بعده، فإن للشفيع الشفعة؛ لأنها عادت إلى البائع، وحكمه حكم ملك مبتدإ، ألا ترى أنها دخلت في ملكه بقبوله ورضاه، كالشراء منه، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٨) قوله: "كتاب الشركة" لما كان لبعض مسائل الشفعة تعلق بالشركة أوردها عقيب الشفعة، والشركة في اللغة الخلطة، وفي الشرع عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح، كذا في "الجوهرة" وغيرها، وشرعيتها بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَهُم شُرِكَاءُ فِي الثّلُثِ وهذا خاص بشركة العين، وأما السنة كما في سنن أبي داود وابن ماجة والحاكم عن السائب أنه قال: كان رسول الله على شريكي في الجاهلية، وفي سنن أبي داود والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا قال الله تعالى: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت» وأما الإجماع فإن الأثمة أجمعوا على جوازها، وبالمعقول فإنها طريق لابتغاء الفضل، وهو مشروع بقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبتَغُوا بِأُمُوا لِمُوالِكُم ﴾. (من "العيني" و "الفتح" وغيرهما)

رَجُلان (١) أو يَشتَريانِها (٢)، فلا يَجُوزُ لأ حَدِهِ مَا أَن يَتَصَرَّفَ في نَصِيبِ الآخِر إلا بإذنِه (٣).

وكُلِّ وَاحد منهُمَا في نَصيب صَاحبه كالأجنبي .

والضَربُ الْثَاني شَركَةُ العُقُود (١) . وهي عَلَى أربَعَةِ أوجُه (٥):

مُفَاوَضَةٌ (٢)، وعِنَانٌ، وشَرِكَةُ الصَنائع، وشَرِكَةُ الوُجُوهِ، فأمَّا شَرِكَةُ المُفَاوَضَة (٧): فهي

- (۲) قوله: "ويشتريانها [لأن هذه أسباب الملك]" وكذا ما وهب لهما، أو أوصى لهما به فقبلاه، وكذا إذا اختلط مال كل واحد منهما بمال صاحبه خلطًا لا يتميز، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٣) قوله: "إلا بإذنه" لأن تصرف الإنسان في مال غيره لا يجوز إلا بإذن أو ولاية، ولم يوجد واحد منهما، كذا في "الجوهرة". واعلم أن شركة الأملاك على نوعين: أحدهما: أن يصير مال كل واحد منهما مشتركًا بينهما بغير اختيارهما، بأن اختلط مال أحدهما بجال الآخر من غير اختيارهما خلطًا لا يمكن التمييز بينهما أصلا، أو لا يمكن إلا بحرج، كخلط الحنطة بالشعير. والثاني: أن يصير المالان مشتركًا بينهما باختيارهما، بأن ملكا مالا بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة، أو بالاستيلاء، ففي النوع الأول لو باع أحدهما نصيبه عن أجنبي بغير إذن الشريك جاز، وإن باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن الشريك جاز، وإن باع أحدهما نصيبه من صاحبه يجوز في الوجهين جميعًا، كذا في "فتاوى قاضي خان".
- (٤) قوله: "شركة العقود" وركنها الإيجاب والقبول، وهو أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا، ويقول الآخر: قبلت، وشرطها أن تكون فيما يقبل الوكالة ليكون كل واحد منهما في الشراء أصيلا في نصفه، ووكيلا عن صاحبه في النصف الآخر، فيكون المشترى مشتركاً بينهما، ويكون الكسب كذلك بحسب الشركة، فلا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش و نحوهما من المباحات؛ لأن التوكيل لا يصح فيه، كذا في "شرح الكنز" للعلامة العيني و "المستخلص".
- (٥) قوله: "أربعة أوجه... إلخ" وجه الحصر أن الشريكين: إما أن يذكرا المال في العقد أو لا، فإن ذكرا: فإما أن يستلزم اشتراط المساواة في ذلك المال في رأسه وربحه أو لا، فإن لزم فهي المفاوضة وإلا فالعنان، وإن لم يذكراه فإما أن يشترطا العمل فيما بينهما في مال الغير أو لا، فالأول الصنائع، والثاني الوجوه، كما في أكثر المعتبرات، لكن قال في "الغاية": وفيه نظر؛ لأنه يوهم أن شركة الصنائع والوجوه مغايرتان للمفاوضة، والأولى أن يقال على ثلاثة أوجه: شركة بالأموال، وشركة بالأعمال، وشركة بالوجوه، وكل واحد منهما على وجهين: مفاوضة وعنان، فالكل ستة بتبع، كذا في "مجمع الأنهر"، وهكذا في الخجندي، وبه قال الشيخان: أبو جعفر الطحاوى وأبو الحسن الكرخي رحمهما الله تعالى في "مختصريهما".
- (٦) قوله: "مفاوضة . . . إلخ "هذه الشركة جائزة عندنا استحسانًا، وفي القياس لا يجوز، وهو قول الشافعي، وقال مالك رحمه الله: لا أعرف ما المفاوضة، وجه القياس أنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس، والكفالة بمجهول، وكل ذلك بانفراده فاسد. وجه الاستحسان قوله ﷺ: "فاوضوا فإنه أعظم للبركة" وكذا الناس كانوا يعاملونها من غير نكير، وبه يترك القياس؛ لأن التعامل كالإجماع، والجهالة متحملة تبعًا، كما في المضاربة، ولا تنعقد أي شركة المفاوضة إلا بلفظة المفاوضة لبعد شرائطها عن علم العوام حتى لو بيّنا -أي المتفاوضان- ما يقتضيه يجوز؛ لأن المعتبر هو المعني، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>١) قوله: "رجلان" هذا قيد اتفاقي؛ لأن الحكم في الثلاثة فصاعدًا لا يختلف، كذا في "المعدن".

أن يَشتَرِطَ الرَجُلان، فيَتَسَاوَيان في مَالِهِ مَا وتَصرّفهِ مَا ودَينهِ مَا، فيَجُوزُ بَينَ الحُريّنِ المُسلِمَينِ البَالِغَينِ العَاقِلَينِ (۱)، ولا يَجُوزُ بَينَ الحُرّوال مَملُوكِ (۲)، ولا بَينَ الصّبِيّ والبَالِغ، ولا بَينَ المسلم والكَافِرِ (۳)، وتَنعَقِدُ عَلَى الوَكَالَةِ والكَفَالَة (۱)، وما يَشتَريه كُلَّ وَاحِد مِنهُمَا يَكُونُ عَلَى الشَرِكَة (۱) إلا طَعَامَ أهلِه وكسوتَهُ م (۱)، ومَا يَلزَمُ كلَّ وَاحِد مِن السَّدُيُونِ يَكُونُ عَلَى الشَرِكَة (۱) إلا طَعَامَ أهلِه وكسوتَهُ م (۱)، ومَا يَلزَمُ كلَّ وَاحِد مِن السَّدُيُونِ يَكُونُ عَلَى الشَرِكَة (۱) إلا طَعَامَ أهلِه وكسوتَهُ مَنْ له (۷)، فإن وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَالا تَصِحُ فِيهِ بِدلا عَمَّا يَصِح فيه الاشتِرَاكُ، فالأَخرَرُ ضَامِنٌ له (۷)، فإن وَرِثَ أَحَدُهُمَا مَا لا تَصِحُ فِيهِ

(٧) قوله: "فأما شركة المفاوضة . . . إلخ" وهي من التفويض بمعنى المساواة في كل شيء ، يقال : فاوض أي ساوي ، وسمى هذا العقد بها لاشتراط المساواة فيه من جميع الوجوه . (العيني والفتح)

(١) لتحقّق التساوي. (ج)

(٢) قوله: "ولا يجوز بين الحر" لأن الحر أعم تصرفًا من المملوك؛ لأنه يملك التبرع والمملوك لا يملكه، ولأن الحريتصرف بغيرإذن، والمملوك لا يتصرف إلا بإذن، فلم توجد المساواة، وكذا لا يجوز بين الحر والمكاتب، ولا بين بالغ وصبى، لأنها تقتضى الكفالة، وكفالة هؤلاء لا تصبح، وإذا لم تصبح كانت عنانًا. (الجوهرة)

(٣) قوله: "ولا بين المسلم والكافر" عند الطرفين، وأجازها أبو يوسف مع اختلاف الدين مثل ما إذا تعاوض المسلم والذمي، لأن ما يملكه الذمي من شراء الخمر والخنزير يملكه المسلم بتوكيل غيره، فيتحقق التساوى، ولكنه يكره، وعندهما: لا تصح المفاوضة، وتكون الشركة عنانًا؛ لأن الذمي يملك بنفسه، والمسلم لا، فانتفى التساوى، وإن تفاوض الذميان جازت مفاوضتهما، وإن اختلف دينهما؛ لأنها متساويان في التصرف. قال في "الهداية": وإن كان أحدهما كتابيًا، والآخر مجوسيًا يجوز أيضًا، ولا تجوز المفاوضة بين العبدين ولا بين الصبين ولا بين المكاتبين لانعدام صحة الكفالة منهم. (الجوهرة والعيني والفتح والمستخلص)

 (٤) قوله: "وتنعقد. . . إلخ" أما الوكالة فلتحقق المقصود، وهو الشركة في المال، وأما الكفالة فلتحقق المساواة فيما هو من مواجب التجارات، وهو توجه المطالبة نحوهما جميعًا، كذا في "الهداية".

فإن قلت: الوكالة بالمجهول لا تجوز، فوجب أن لا تجوز هذه الشركة؟ قلت: التوكيل بالمجهول لا يصح قصدًا، ويصح ضمنًا حتى صحت المضاربة مع الجهالة؛ لأنها توكيل بشراء شيء مجهول في ضمن عقد المضاربة، فكذا هذا. فإن قلت: الكفالة لا تجوز إلا بقبول المكفول له في المجلس، فكيف جازت ههنا مع جهالته، قلت: ذلك في التكفيل قصدًا، وأما إذا دخل في ضمن شيء آخر فلا يشترط، كما في الوكالة. (العيني والفتح)

- (٥) قوله: "يكون على الشركة" لأن مقتضى العقد المساواة، وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه فى التصرف، فكان شراء أحدهما كشراءهما، وهو محمول على ما إذا كان الشراء بإذن شريكه، كما نبّه عليه صاحب الكنز في آخر كتاب الشركة من "الكنز". (المستخلص والفتح)
- (٦) قوله: "إلا طعام أهله وكسوتهم" أراد بالمستثنى ما كان من حوائجه، أى ما اشترى من الطعام والإدام والادام والكسوة لنفسه أو لأهله لا يقع مشتركًا، ولو بإذن الشريك؛ لأن هذه الأشياء مستثناة عن المفاوضة للضرورة، فإن الحاجة الراتبة معلومة الوقوع، وكذا استئجاره بيتًا لسكناه أو دابة للركوب في حاجته كالحج وغيره، أو جارية للوطء، أو الاستخدام. (المستخلص والفتح)
- (٧) قوله: "فالآخر ضامن له" تحقيقًا للمساواة؛ ولأنها منعقدة على الكفالة، فكأنه كفل عنه ببدل ذلك،

الشَرِكَةُ (۱) أو وُهِبَ لَهُ، ووَصَلَ إلى يَده بَطَلَتِ المُفَاوَضَةُ، وصَارَتِ الشَرِكَةُ (۲) عِنانًا (۲) والا تَعَقِدُ الشَرِكَةُ إلا بالدَرَاهِم والدَنَانِيرِ والفُلُوس النَافِقَة (۱) ولا يَجُوزُ فيمَا سِوَى ذَلِكَ إلا أن يَتَعَامَلَ النَاسُ بِه كالتِبرِ والنُقرَةِ (۵) فتَصِحَ الشَرِكَةُ بهِمَا، وإن أرَادَا الشَرِكَةَ بالعُرُوضِ بَاعَ كُلّ

فطالب به، والمراد بدل الشيء الذي يصح فيه الاشتراك حتى إذا اشترى العقار بطلت شركته؛ لأنها لا تصح فيها، وما يصح فيه الاشتراك الشراء والبيع والاستثجار، وما لا يصح فيه الجناية والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة.

- (١) قوله: "مالا [موصوف] تصح [صفة]. . . إلخ" احتراز عما إذا ورث ما لا يصح -على صيغة المضارع المنفى فيه الاشتراك كالعقار والعروض، أو وهب له ذلك، فوصل إلى يده، لم تبطل المفاوضة؛ لأنه لا تصح فيه الشركة، فلا تأثير له . (الجوهرة وغيرها)
  - (٢) لفوات المساواة.
  - (٣) ويأتي بيانها عن قريب.
- (٤) قوله: "ولا تنعقد الشركة إلا... إلخ" أما الدراهم والدنانير فلأنها أثمان الأشياء، ويقوم بها المستهلكات؛ ولأنها لا يتعين بالعقود، فيصير المشترى مشتريًا مثلها في الذمة، والمشترى ضامن لما في ذمته، فيصح الربح المقصود؛ لأنه ربح ما ضمنه. وأما الفلوس النافقة فإنها تروج رواج الأثمان، فالتحقت بها، قالوا: هذا قول محمد؛ لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بالتعيين، ولا يجوز بيع اتنين منها بواحد بأعيانهما على ما عرف، أما عندهما فلا يجوز الشركة، والمضاربة بها؛ لأن ثمنها يتبدل ساعة فساعة، ويصير ساعة سلعة؛ ولأنه لا يقوم بها المستهلكات، ولا يقدر بها أرش الجنايات، فصارت كالعروض، ولا اعتبار بكونها نافقة؟ لأنها تنفق في موضع دون موضع، كذا في "الجوهرة النيرة".

وعن أبي حنيفة: صحت المضاربة بها، كذا في حواشي "شرح الوقاية"، أقول: الحاصل أن الشركة لا تنعقد بالفلوس النافقة، ولا تجوز عندهما، وتنعقد وتجوز عند محمد، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف، كذا في قاضي خان، وهو الصحيح، قال في "رد المحتار": والجواز بها هو الصحيح؛ لأنها أثمان باصطلاح الكل، فلا تبطل ما لم يصطلح على ضده -انتهى-.

وإنما لا تجوز الشركة بالعروض لأن التوكيل فيها على الوجه الذى تضمنه الشركة لا تصح، ألا ترى أن من قال لغيره: بع عرضك على أن ثمنه بيننا لا يصح، وإذا لم تجز الوكالة لم تنعقد الشركة، بخلاف الدراهم والدنانير، فإن الوكيل فيهما على الوجه الذى تضمنه الشركة يصح، ألا ترى أنه لو قال له الرجل: اشتر بألف من مالك على أن ما تشتريه بيننا، فإنه يجوز ذلك، ولأن التصرف الأول في العروض البيع، وفي النقود الشراء، وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكًا في ثمنه لا يجوز، وشراء أحدهما شيئًا بماله على أن يكون البيع بينه وبين غيره جائز، كذا في "الجوهرة".

(٥) قوله: "إلا أن يتعامل الماس كالنبر والنقرة... إلخ "قيدهما بالتعامل لأن التبر والنقرة تشبه العروض من وجه؛ لأنها ليست ثمنًا للأشياء، وتشبه الدراهم والدنانير من وجه؛ لأن العقد عليه صرف، فأعطيت الشبه من كل واحد منهما، فاعتبرت فيها عادة الناس في التعامل، فإذا تعاملوا بها ألحقت بالدراهم، وإن لم يتعاملوا بها ألحقت بغير الدراهم، كما في "الجوهرة". والتبر: هو القطعة المأخوذة من المعدن، كذا في العيني، وفي "شرح الوقاية": التبر ذهب غير مضروب، والنقرة فضة غير مضروبة.

وَاحد منهُمَا(١) نصفَ مَاله بنصفِ مَالِ الْأَخَرِ(١)، ثُمَّ عَقَدَا الشَرِكَةَ(١).

وأمّا شَرِكَةُ العِنَانِ (١) فتَنعَقِدُ عَلَى الوَكَالَةِ (٥) دُونَ الكَفَالَةِ (١) ويَصِحّ التَفَاضُلُ في السَمَالِ (٧) ويَصحّ أن يَتَسَاوَيَا في السَمَالِ (٨) ويَتَفَاضَلا في الربح .

(۱) قوله: "باع كل واحد منهما" الصواب: باع أحدهما، وصورته: رجلان لهما مال لا يصلح للشركة كالعروض والحيوان ونحوه، وأرادا الشركة، فالطريق فيه أن يبيع أحدهما نصف ماله مشاعًا بنصف مال الآخر مشاعًا أيضًا، فإذا فعلا ذلك صار المال مشتركًا بينهما شركة الأملاك، ثم يعقدان بعده عقد الشركة ليكون كل واحد منهما منهما وكيلا عن صاحبه، وهذا لأنه إذا باع كل منهما نصف ماله بنصف مال الآخر، صار نصف كل واحد منهما مضمونًا على الآخر بالثمن، فكان الربح الحاصل ربح مال مضمون، فيكون العقد صحيحًا، وإنما هي حيلة في تجويز العقد بالعروض. (الجوهرة والعيني والفتح)

- (٢) قوله: "نصف ماله بنصف مال الآخر" هذا وقع اتفاقًا؛ لأنه لو باعه بالدراهم ثم عقدا الشركة في العروض التي باعها جاز أيضًا، (العيني والفتح)
- (٣) قوله: "ثم عقدا الشركة" فإن قيل: لا يحتاج إلى قوله: "ثم عقدا" لأن بقوله: "باع كل واحد منهما. . . إلخ" تثبت الشركة بالخلط، قلنا: يحتاج إلى ذلك؛ لأن بالبيع إنما هو شركة ملك، وبقوله: ثم عقدا، أثبت شركة العقد. (الجوهرة النيرة)
- (٤) قوله: "وأما شركة العنان [هي أن يشتركا وكالة لا كفالة]. . . إلخ "العنان ككتاب، وقيل: بفتح العين من عنان السماء، أي سحابها بأنها علت كالسحاب في صحتها وشهرتها، فلهذا اتفقوا على صحتها، وهي مأخوذة من عن كذا، أي ظهر له أن يشارك في البعض من ماله، وعند الشافعي جميع العقود من الشركة باطلة إلا العنان، وبه قال أحمد، وعن مالك: لا أعرف المفاوضة، وهو كناية عن فسادها، وعن أصحابه جوزها مالك في الجملة، لا بشرط التساوي في المال، بأن يفوض كل تصرفه إلى آخر مع حضوره وغيبته. (العيني والفتح)
  - (٥) لتحقق مقصوده .
- (٦) قوله: "دون الكفالة" لأن اللفط مشتق من الإعراض، يقال: عن له أي أعرض، وهذا لا ينبئ عن
   الكفالة، وحكم التصرف لا يثبت، بخلاف مقتضى اللفظ، كذا في "الهداية".
  - (٧) لأنها لا تقتضى التساوى. (ج)
- (A) قوله: "ويصح أن يتساويا . . . إلخ" وقال زفر والشافعي: لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله ، ولنا أن الربح تارة يستحق بالمال ، وتارة بالعمل بدلالة المضاربة ، فإذا جاز أن يستحق بكل واحد منهما جاز أن يستحق بهما جميعًا ، ولأنه قد يكون أحدهما أحذق وأحدى أو أكثر عملا ، فلا يرضى بالمساواة ، فمست الحاجة إلى التفاضل ، كما في "المجوهرة" . وقال رسول الله يَعْيُّ: «الربح على ما شرطا ، والوضيعة على قدر المالين ولم يفصل بين التساوى والتفاضل ، كذا في "الهذاية" . فإن قلت : ما الفرق بين الربح والوضيعة ؟ قلت : الربح يجوز استحقاقه بالعمل بدون المال ، كما في المضاربة ، فبالعمل بالمال أولى ، وأما الوضيعة فهلاك جزء من المال ، وكل واحد منهما أمين فيما في يده من مال صاحبه ، واشتراط الضمان على الأمين باطل ، ألا ترى أنه لا يجوز اشتراط الوضيعة على المضارب ، كذا في "الكفاية" .

مختصر القدورى ويَجُوزُ أَن يَعقِدَهَا كُلَّ وَاحِد مِنهُمَا بِبَعضِ مَالِه دُونَ بَعض (۱) .

ولا تَصح إلا بَمَا بَيّنَا أَنّ المُفَاوَضَةَ تَصح به (١)، ويَجُوزُ أَن يَشتَر كَا(١)، ومن جهَة أحَد همَا دَنَانيرُ، ومن جهَة الآخَر دَرَاهمُ، وما اشتَرَاهُ كُلّ وَاحد منهُمَا للشَركَة طُولبَ بثَمَنه دُونَ الآخر(1)، ويَرجعُ عَلَى شَريكه بحصّته منهُ (٥).

وإذَا هَلَكَ مَالُ الشَركة أو أَحَدُ المالَين قَبلَ أن يَشتَريَا شَيئًا (١)، بَطَلَت الشَركةُ (٧)، وإن اشتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَاله شَيئًا، وهلك مالُ الآخر قَبلَ الشراء (^)، فالمشتَرى بَينَهُمَا عَلَى ما

<sup>(</sup>١) قوله: "ببعض ماله. . . إلخ" لأن المساواة في جميع المال ليس بشرط فيها، أو اللفظ أي لفظ العنان لا يقتضيه. (الهداية والجوهرة)

<sup>(</sup>٢) يعني أنها لا تصح إلا بالنقدين، ولا تصح بالعروض. (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: "ويجوز أن يشتركا" وقال زفر لا يجوز لنا: أن الدراهم والدنانير قد أجريا مجرى الجنس الواحد في كثير من الأحكام بدليل أنه يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، فصار العقد عليهما كالعقد على الجنس الواحد، فإن كانت قيمة الدنانير تزيد على الدراهم، كما إذا كان لأحدهما ألف درهم، وللآخر مائة دينار قيمتها ألف درهم ومائة، لم تصح المفاوضة وكانت عنانًا؛ لأن المفاوضة تقتضي المساواة، والعنان لا يقتضيها، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٤) قوله: "طولب بثمنه دون الآخر" لما بينا أنها تتضمن الوكالة دون الكفالة، والوكيل هو الأصل أي هو

<sup>(</sup>٥) قوله: "ويرجع على شريكه بحصته منه" يعني إن أدى من مال نفسه، أما إذا نقد من مال الشركة، لا يرجع، كذا في "المستصفي"، فإن كان لا يعرف أنه أدى من مال نفسه إلا بقوله: فعليه البينة؛ لأنه يدعي وجوب المال في ذمة الآخر، وهو منكر، فيكون القول قول المنكر مع بمينه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) قوله: "قبل أن يشتريا . . . إلخ والهلاك على مالكه قبل الخلط، وعليهما بعده . (العيني)

<sup>(</sup>٧) قوله: "بطلت الشركة" أما في الصورة الأولى أي إذا هلك مال الشركة كله فلأن المعقود عليه فيها هو المال، فإذا هلك بطل العقد كالبيع، وأما في الصورة الثانية، أي إذا هلك أحد المالين فلأن الشريك لم يرضَ بالآخر إلا ليشركه هو في ماله، فإذا هلك أحدهما فات ذلك، ففات رضاه بشركته، فيبطل العقد، وأي المالين هلك، هلك من مال مالكه، فإن هلك في يده فظاهر، وإن هلك في يد الشريك فكذلك؛ لأنه أمانة، وإنما قال: قبل أن يشتريا؛ لأنه إذا هلك أحد المالين بعد الشراء بالمال الآخر ، كان المشترى مشتركًا بينهما ، وهو معني قوله: وإن اشترى أحدهما . . . إلخ . (العيني والمستخلص)

<sup>(</sup>٨) قوله: "وهلك مال الآخر قبل الشراء" ولو قال الشيخ: فهلك -بالفاء- ليدل على التعقيب لكان أولى؛ لأنه إذا هلك مال أحدهما ثم اشتري الآخر بماله إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة، فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا؛ لأن عقد الشركة إن بطل بالهلاك، فالوكالة المصرح بها باقية، فكان المشترى مشتركًا بينهما بحكم الوكالة المفردة، ويرجع عليه بحصته من الثمن، وإن ذكرا مجرد الشركة، ولم يصرحا بالوكالة، فهو للمشتري خاصة؛ لأن دخوله في ملكه بحكم الوكالة التي في ضمن الشركة، وقد بطلت الشركة بهلاك المال،

شَرَطًا(١)، ويَرجعُ عَلَى شَريكه بحصّته من ثَمَنه (٢).

ويَجُوزُ الشَرِكَةُ (")، وإن لَم يَخلِطَا الـمَالَ، ولا تَصِحُ الشَرِكَةُ (') إذَا اشتَرَطَ لأحَدِهِمَا دَرَاهمَ مُسَمَّاةً من الربح (°).

ولِكُلَّ وَاحدٍ منَ المُفاوِضَين وشَريكَى العِنانِ أَن يُبضِعَ (٢) المَالَ، ويَدفَعَه

فيبطل ما في ضمنها بخلاف ما إذا صرحا بها؟ لأنها صارت مقصودة. (العيني والفتح)

(١) قوله: "فالمشترى بينهما... إلخ" لأن الملك حين وقع وقع مشتركًا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء، فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك، ثم الشركة شركة عقد عند محمد حتى إن أيهما باع جاز بيعه؛ لأن الشركة قد تمت في المشترى، فلا ينتقض بعد تمامها، وعند الحسن بن زياد: شركة ملك حتى لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، كذا في "الجوهرة النيّرة".

(٢) قوله: "ويرجع . . . إلخ" لأنه وكيل في حصة شريكه، وقد قضى الثمن من مال نفسه، فيرجع عليه بحسابه لعدم الرضاء بدون ضمانه، كذا في "شرح الكنز" للعلامة العيني .

(٣) قوله: "ويجوز الشركة . . . إلخ "وقال زفر والشافعي لا يجوز ؟ لأن الربح فرع المال، ولا يقع الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الأصل وأنه بالخلط، وهذا أي كون الربح فرع المال ؟ لأن المحل هو المال، ولهذا يضاف إليه، فيقال عقد شركة المال، ويشترط تعيين رأس المال، بخلاف المضاربة، فإنها تصح بدون الخلط ؟ لأنها ليست بشركة، وإنما المضارب يعمل لرب المال، فيستحق الربح عمالة، أي أجرة على عمله أما ههنا بخلافه، وهذا الربح فرع المال أصل كبير لهما، حتى يعتبر اتحاد الجنس، ويشترط الخلط، ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوى في المال، ولا يجوز شركة التقبل والأعمال لانعدام المال على أصلهما.

ولنا: أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال؛ لأن العقد يسمى شركة، فلا بد من تحقق معنى هذا الاسم، أي اسم الشركة فيه، فلم يكن الخلط شرطًا، ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود، فلا يستفاد الربح برأس المال، وإنما يستفاد بالتصرف لأنه في النصف أصيل، وفي النصف وكيل، وإذا تحققت الشركة في التصرف بدون الخنط تحققت في المستفاد به، أي بالتصرف وهو الربح بدونه، أي بدون خلط رأس المال، وصار كالمضاربة، فلا يشترط اتحاد الجنس والتساوى في الربح، وتصح شركة التقبل كذا في "الهداية".

- (٤) قوله: "ولا تصح الشركة. . . إلخ" هذا ليس بمختص في شركة العنان، بل عام في كل شركة، وظاهره أن المراد فساد الشرط؛ لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة، فإذا بطل الشرط يكون الربح على قدر المال . (العيني والفتح والفاتح)
- (٥) قوله: "دراهم مسماة" بأن قال أحدهما: يكون لى من الربح مائة درهم مثلاً، ثم يقسم الباقى، فلا تصح الشركة به؛ لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة؛ لأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر الذي سمياه لأحدهما، كذا في "شرح الكنز" للعيني، ولأن هذا يخرجها من عقد الشركة، ويجعلها إجارة، كذا في "الجوهرة".
- (٦) قوله: "أن يبضع" من الإبضاع: وهو أن يدفع مالا لآخر يتّجر فيه، ويكون الربح له، ورأس المال لرب المال؛ لأنه من عادة التجار، كذا في "شرح الكنز" للعيني وغيره.

مُضَارَبَةً (') ويُوكَّلُ مَن يَتَصَرَّفُ فِيهِ (') ويَرهَنُ ويَستَرهِنُ ويَستَأْجِرُ الأَجنَبِيَّ عَلَيه، ويَبِيعُ ('') بالنَقد والنَسيئَة، ويَدُه في المَال يدُ أَمَانَة (١) .

وأمّا شَرِكَةُ الصَنَائِعِ (°) فالخَيّاطَانِ وَالصَبّاغَانِ (``) يَشْتَرِكَانِ عَلَى أَن يَتَقَبّلا الأعمَالَ، ويَكُونُ الكَسبُ بَينَهُ مَا فِيَجُوزُ ذَلكَ ('') ومَا يَتَقَبّلُه كُلّ وَاحِد مِنهُ مَا مِن العَمَلِ يَلزَمُه، ويَلزَمُ

وأما إذا أخذ المال مضاربة ففيه التفصيل، فإذا أخذ مالا مضاربة ليتصرف فيما ليس من تجارتهما، فالربح له خاصة؛ لأنه لم يدخل تحت عقد الشركة، وكذلك إذا أخذ المال مضاربة بحضرة صاحبه ليتّجر فيما هو من تجارتهما، وأما إذا أخذ ليتصرف فيما كان من تجارتهما، أو مطلقًا حال غيبة شريكه يكون الربح بينهما مشتركًا نصفه لشريكه ونصفه بين المضارب ورب المال. (العيني والفتح والمستخلص)

- (٢) قوله: "ويوكل. . . إلخ" لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة والشركة انعقدت للتجارة بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يملك أن يوكل غيره؛ لأنه عقد خاص طلب منه تحصيل العين، فلا تستطيع مثله، كذا في "الهداية".
  - (٣) لأن هذه التصرّفات معتادة لا يجد التاجر بداً منه. (العيني وغيره)
- (٤) قوله: "ويده في المال يد أمانة" لأنه قبضه بإذن صاحبه لا على وجه المبادلة والوثيقة، فصار كالوديعة، كذا في "شرح الكنز" للعيني، وهكذا في "الهداية".
- (٥) قوله: "شركة الصنائع" ويسمى شركة الأعمال، وشركة التقبل، وهي جائزة عندنا، خلافًا للشافعي، وزفر في رواية؛ لأن الشركة في الربح تبتني على الشركة في رأس المال، ولا مال لهما، فكيف يتصور التمييز بدون الأصل، ولنا أن المقصود تحصيل المال بالتوكيل، وهذا مما يقبل التوكيل، فيجوز، كذا قاله العلامة العيني.
  - (٦) أو خياط وصباغ، وغير ذلك.
- (٧) قوله: "فيجوز ذلك" سواء اتفقت أعمالهم، أو اختلفت كالخياطين والإسكافين -الإسكاف: كف شكر وأحدهما خياط، والآخر إسكاف أو صبّاغ. وقال زفر: لا يصح إذا اختلفت الأعمال، ولنا أن أول هذا العقد توكيل بالتصرف، وآخره اشتراك في الربح، فصار كالمضاربة فلا يشترط الاتحاد، وكذا قاله العلامة العيني. واعلم أن هذا الشركة قد تكون مفاوضة، وقد تكون عنانًا، أما المفاوضة فينبغي أن يكون جميعًا من أهل الكفالة، وإن يشترطا أن ما رزق الله يكون بينهما نصفان، وإن يتلفظا بلفظ المفاوضة، وأما العنان فيجوز سواء كانا من أهل الكفالة أو لم يكونا، فإذا تقبل أحدهما، فلا يؤاخذ به شريكه، ويجوز اشتراط الربح بينهما سواء، وعلى التفاضل، فإن أطلقا الشركة، فهي عنان، فإن عمل أحدهما دون الآخر، والشركة عنان أو مفاوضة، فالأجر بينهما على ما شرطا، فإن جنت يد أحدهما، فالضمان عليهما جميعًا يأخذ صاحب العمل أيهما شاء بجميع ذلك سواء كانت عنانًا أو مفاوضة، كذا في " الجوهرة " .

<sup>(</sup>۱) قوله: "ويدفعه مضاربة" لأنها دون الشركة فيتضمنها؛ لأن الوضيعة في الشركة تلزم الشريك، ولاتلزم المضارب يصير ولاتلزم المضارب للضارب يصير المضارب فتجوز، كذا في فتح القدير"، وإذا دفع المال إلى المضارب يصير المضارب مودعًا، وبالتصرف وكيلا، وبالربح أجيرًا، والشركة فيه ضرورية تثبت ضرورة استحقاق الآخر من الربح مشاعًا.

شَرِيكَهُ (()، فإن عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الآخَرِ، فالكَسبُ بَينَهُمَا نِصفَانِ (٢)، وأمّا شَرِكَةُ الوُجُوهِ (٣)، فالرَجُلانِ يَشتَرِكَانِ، ولا مَالَ لَهُمَا عَلَى أَن يَشتَرِيَا بِوُجُوهِ هِمَا ويَبِيعَا، فتَصِحُ الشَرِكَةُ عَلَى فالرَجُلانِ يَشتَرِكَانُ ولا مَالَ لَهُمَا عَلَى أَن يَشتَرِيه (٥)، فإن شَرَطَا أَن يَكُونَ المُشتَرى هَذَا (٤)، وكُل واحد مِنهُمَا وكيلُ الآخِر فيما يَشتَرِيه (٥)، فإن شرَطَا أَن يَكُونَ المُشتَرى بَينَهُمَا نِصفَانِ، فَالربحُ كَذَلِكَ، ولا يَجُوزُ أَن يَتَفَاضَلا فِيهِ (٢)، وإن شرَطَا أَن المُشتَرى

(١) قوله: "ويلزم شريكه" حتى إن لصاحب الثوب أن يأخذ الشريك بعمله، وللشريك الذي لم يقبل العمل أن يطالب الثوب مثلا بالأجرة، كذا في "فتح القدير".

(٢) قوله: "بينهما نصفان [هذا إذا شرطا أن يكون الأجر بينهما على التنصيف]" فإن شرطا التفاضل في الربح حال ما تقبلا جاز، قال في "شرح الطحاوى": ويجوز اشتراط الربح بينهما على السواء، وعلى التفاضل بأن يكون أحدهما أحذق من الآخر في العمل، وعند زفر لا يجوز متفاضلا، وفي "الخلاصة": ولو شرط الربح في هذه لأحدهما أكثر مما شرط للآخر، جاز عندنا؛ لأن العمل يتفاوت قد يكون أحدهما أحذق من الآخر، فإن شرط الأكثر لأدناهما عملا اختلف المشايخ فيه. قال في "الغاية": الصحيح أنه يجوز أيضًا؛ لأن الربح بقدر ضمان العمل لا بحقيقة العمل، ألا ترى إلى ما نص عليه العالم الجليل الشهيد في "الكافي"، فإن غاب أحدهما، أو لم يعمل الآخر، فهو أيضًا بينهما.

وفى "شرح الطحاوى": ولو أن رجلا أجلس على دكانه رجلا ليطرح عليه من العمل بالنصف، القياس أن لا تجوز هذه الشركة؛ لأن من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت، فتكون هذه شركة بالعروض، فلا تجوز، وفى الاستحسان: تجوز؛ لأن هذه شركة تقبل؛ لأن تقبل العمل من صاحب العمل عمل، فصارت شركة بالأعمال، كذا حققه العلامة العيني.

- (٣) قوله: "شركة الوجوه" قال بعضهم: إنما سميت هذه الشركة به لأنه ليس لهما مال ولا عمل، فيجلس كل واحد منهما ينظر وجه صاحبه، كذا في "البناية". وقال العيني: سميت به لأنه لا يشترى بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس، وقيل: لأنهما يشتريان من الوجه الذي لا يعرف، وقيل: لأنهما إذا جلسا، فتدبر أمرهما ينظر كل واحد منهما إلى وجه صاحبه، وقيل: إنما أضيفت للوجوه لأنها تبتذل معها لعدم المال، وسميت أيضًا شركة المفاليس، ووجهها ظاهر.
- (٤) قوله: "فتصح الشركة [بينهما]. . . إلخ" وقد تكون هذه مفاوضة وعنانًا، فالمفاوضة أن يكونا من أهل الكفالة ويتلفظا بلفظها، ويكون المشترى بينهما، وكذا ثمنه، وأما العنان فيتفاضلان في تمن المشترى، ويكون الربح بينهما على قدر الضمان، فإذا أطلقت تكون عنانًا، كذا في "الجوهرة".
- (٥) قوله: "وكيل الآخر . . . إلخ" لأن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو بولاية ، ولا ولاية ، فتعين الوكالة ، كذا في "الهداية".
- (٦) قوله: "ولا يجوز أن يتفاضلا فيه" أى في الربح؛ لأن الربح لا يستحق إلا بالعمل كالمضارب أو بالمال كرب المال، أو بالمال، أو بالضمان كالأستاذ الذي يتقبل العمل من الناس، ويلقيه على التلميذ بأقل مما أخذ، فيطيب له الفضل بالضمان، ولا يستحق الربح بغير هذه الأشياء، والضمان بقدر الملك في المشترى، فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن، فلا يجوز أن يكون المشترى بينهما نصفين، والربح أثلاثًا، بل يكون الربح بينهما بقدر الملك، ويجوز الفضل في المضاربة على خلاف القياس لتعين المال فيها. (العيني والفتح)

بَينَهُمَا أَثلاثًا، فالربحُ كَذَلِكَ (۱) ولا تَجُوزُ الشَرِكَةُ في الاحتِطَابِ (۲) والاحتِشَاشِ (۲) والاحتِشَاشِ (۲) والاصطياد (۱) ومَا اصطادَهُ كُلَّ وَاحد مِنهُمَا، أو احتَطَبَه، فهُوَ لهُ دُونَ صَاحِبِه (۵) وإذَا اشتَرَكَاوَلا حَدهِمَا بَعْلُ (۱) وللا خَرِرَاوِيةٌ (۷) يَستَقِي (۸) عَلَيهَا السَمَاءَ، والكَسبُ بَينَهُمَا لَم تَصِح الشَرِكَةُ (۱) والكَسبُ كُلّه للذي استَقَى (۱) السَمَاءَ، وعَلَيهِ أجرُ مِثْلِ البَعْلِ (۱۱)، وكُلّ لَم تَصِح الشَرِكَةُ (۱)

- (٣) أي في جمع الحشيش.
- (٤) والاستسقاء واجتناء الثمار.
- (٥) قوله: "فهو له دون صاحبه" هذا إذا لم يخلطاه، أما إذا خلطاه فهو بينهما على ما اتفقا عليه، وإن لم يتفقا على شيء، فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه على دعوى الآخر إلى تمام النصف، وإن خلطاه وباعاه، فإن كان مما يكال ويوزن، وقسم الثمن على قدر الكيل الذي لكل واحد منهما، وإن كان من غيرهما، قسم على قيمة كل واحد منهما، وإن لم يعرف واحد منهما صدق كل واحد منهما في النصف، فإن ادعى أكثر من النصف لم يقبل إلا ببينة؛ لأن اليد تقتضى التساوى، فإن عمل أحدهما، وأعانه الآخر، بأن حطب أحدهما، وشده الآخر حزمًا، أو جمعه، فله أجر مثله لا يجاوز به نصف ثمن ذلك عند أبي يوسف، وقال محمد: له أجر مثله بالغًا ما بلغ، كذا في "الجوهرة"، والفتوى على قول محمد، كما في "المفتاح".

فإن قلت: قول أبي يوسف استحسان ينبغي أن يفتي به. قلت: هذا من المسائل التي ترجح فيها القياس على الاستحسان، كذا في "رد المحتار".

- (٦) خير.
- (۷) مشک.
- (۸) وفي نسخة: ليستقي.
- (٩) قوله: "لم تصح الشركة. . . إلخ" أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح، وهو الماء، وأما وجوب الأجر فلأن المباح إذا صار ملكًا للمحرز وهو المستقى، فقد استوفى منافع ملك الغير، وهو البغل -إذا كان العامل صاحب الراوية أو الراوية -إذا كان العامل صاحب البغل بعقد فاسد، فيلزمه أجره، كذا في "الهداية".
- (١٠) وفي نسخة: استقى وعليه أجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل، وإن كان صاحب الراوية، فعليه أجرة مثل البغل.
- (١١) قوله: "وعليه أجر مثل البغل" أو الراوية، وإنما وجب أجر المثل لأنه استوفى منفعة غيره بعقد فاسد، فيستحق أجرة المثل. (العيني والمستخلص)

<sup>(</sup>١) أي كما شرطا في المشتري.

<sup>(</sup>٢) قوله: "ولا تجوز [هذا شروع في الشركة الفاسدة] البشركة في الاحتطاب [أي في جمع المحطب]... إلخ "بأن يشترك اثنان على أن يحتطبا من الجبال مثلا، ويبيعا، أو يصطادا ويبيعا، وعلى هذا، والأصل فيه أنه لا يجوز الاشتراك في أخذ شيء مباح؛ لأن الشركة متضمنة لمعنى الوكالة، والتوكيل في أخذ المباح باطل، لأنه يقتضى صحة أمر الموكل به، وأمره غير صحيح؛ لأنه صادف غير محل ولايته، وأيضاً الوكيل علكه بقبضه بدون أمره، فإن المباح لمن سبقت يده إليه، كذا في "العناية"، وهكذا في "الجوهرة".

شَرِكَة فَاسِدَة، فَالرِبِحُ فِيهَا عَلَى قَدرِرَأْسِ السَمَالُ (''، ويَبطُّلُ شَرطُ التَفَاضُلُ (''، وإذَا مَاتَ أُحَدُ الشَريكَيْن، أو ارتَدَّ (")، ولَحقَ بِدَ ارِ الحرب بَطَلَت الشَرِكَةُ (')، ولَيسَ لوَاحد مِن الشَريكَيْن أَن يُؤدّى زَكَاةَ مَال الآخر (ف) إلا بإذنه ('')، فإن أذنَ كُل وَاحد منهُ مَا لصَاحب أن يُؤدّى زَكَاتَهُ، فأدى كُل وَاحد منهُ مَا ما فالثَانِي ضَامِنٌ، سَوَاءٌ عَلمَ بأدَاء الأول أو لَم يَعلَم عِندَ أبى حَنيفَة رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى، وقَالا رَحمَهُ مَا اللهُ تَعَالَى: إن لَم يَعلَم لَم يَضمَن ('').

(۱) قوله: "وكل شركة فاسدة، فالربح فيها على قدر رأس المال" ويبطل شرط التفاضل، والمراد بالفاسدة هي التي يجوز أن تجعل صحيحة، أي شركة كانت، لا يقال: إن في كلام الشيخ تناقضًا؛ لأنه ذكر أو لا أن الكسب في الشركة الفاسدة للعامل، وعليه أجر المثل، كمامر عن قريب. ثم ذكر ما يخالفه بقوله: "فالربح فيها على قدر رأس المال، ويبطل شرط التفاضل" لأن موضوع ما ذكره أو لا ما إذا وقعت الشركة في نحو الاستقاء من النهر، وموضوع ما ذكره ثانيًا ما إذا وقعت الشركة في شراء البئر وبيعه مثلا، واشترط الربح أثلاثًا مع التساوى في رأس المال، ولكن طرأ الفساد لأمر عارض كاشتراط تخصيص أحدهما من أصل الربح بدراهم مسماة.

وأشار بقوله: ويبطل شرط التفاضل إلى أن جواز اشتراط التفاضل في الربح مع التساوى في رأس المال محله ما إذا صحت الشركة، أما إذا فسدت فيكون الربح بينهما بقدر المال حتى لو كان المال من أحدهما كان للآخر أجر المثل؛ ولأن الربح تابع للعقد إذا كان موجودًا، وههنا قد فقد العقد، فيكون تابعًا للمال، والزيادة إنما تستحق بالتسمية، وقد فسدت لفساد العقد، فصار كأن التسمية لم توجد أصلا، فبطل شرط التفاضل، وبقى الاستحقاق على قدر رأس المال. (العيني وفتح القدير)

- (٢) لأن الربح فيه تابع للمال، فيقدر بقدره. (ج)
  - (٣) والعياذ بالله .
- (٤) قوله: "بطلت الشركة" لأنها تضمن الوكالة، والوكالة تبطل بالموت، وكذا باللحاق بدار الحرب مرتدًا إذا قضى القاضى بلحاقه؛ لأنه بمنزلة الموت؛ ولأن كل واحد من الشريكين يتصرف بالإذن، والموت يقطع الإذن، ولا فرق بين ما إذا علم الشريك بموت صاحبه، أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمى، فإن رجع المرتد مسلمًا بعد إلحاقه قبل أن يقضى القاضى بلحاقه، لم تبطل الشركة، وإن كان رجوعه بعد ما قضى بلحاقه، فلا شركة بينهما؛ لأنه لما قضى بلحاقه زالت أملاكه، فانفسخت الشركة، فلا تعود إلا بعقد جديد، كذا في "الجوهرة النيرة".
  - (٥) لأن ذلك ليس من جنس التجارة، فلا يملك التصرّف فيها. (ج)
- (٦) قوله: "إلا بإذنه" لأن أداء الزكاة ليس من جنس أعمال التجارة، فلا يتضمنه الشركة، فلا بد فيه من إذن صاحبه للأداء، فإن أدى بغير إذنه لا يتأدى عن ماله، بل يكون تبرعًا من المؤدى. (المستخلص وغيره)
- (٧) قوله: "وقالا... إلخ" لهما أنه مأمور بالتمليك من الفقير، وقد أتى به فلا يضمن للموكل؛ وهذا لأن فى وسعه التملك لا وقوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل، وإنما يطلب منه ما فى وسعه، ولأبى حنيفة أنه مأمور بأدام الزكاة، والمؤدى لم يقع زكاة، فصار مخالفًا، وهذا لأن مقصود الآمر من الأمر إخراج نفسه عن عهدة الواجب؛ لأن الظاهر أنه لا يلتزم الضرر إلا لدفع الضرر، وهذا المقصود حصل بأداءه، وعزى أداء المأمور عنه، فصار المأمور معزولا، علم أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمى، وهذا إذا أدى على التعاقب، وأما إذا أديا معًا ضمن كل واحد منهما نصب الآخر، كما فى "الهداية"، ويتقاصان فإن كان مال كل أحدهما أكثر، يرجع بالزيادة.

### كتَابُ المُضَارَبة (١)

المُضَارَبَةُ عَقدٌ عَلَى الشَرِكةِ فى الربح بَمَال مِن أَحَد الشَريكَينِ (١)، وعَمَلٍ مِن الأَخرِ (١)، ولا تَصِح المُضَارَبَةُ إلا بِالمَال الذي بَيّنَا أنَّ الشَرِكَةَ تَصِح بِه (١)، ومِن شَرْطِها أن يَكُونَ الربحُ بَينَهُ مَا (٥) مُشَاعًا لا يَستَحِق أَحَدُ هُمَا مِنه دَرَاهِمَ مُسَمّاةً (١)، ولا بُد أن يَكُونَ يكُونَ الربحُ بَينَهُ مَا (١)، ولا بُد أن يَكُونَ

(١) قوله: "" كتاب المضاربة" لما فرغ عن كتاب الشركة عقبها بأنها نوع من الشركة، وهي المفاعلة من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها، قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضرِبُونَ فِي الأرض يَبتَغُونَ مِن فَضلِ اللهِ أَى يسافرون لطلب رزق الله، ويسمى هذا العقد بها؛ لأن المضارب يسير في الأرض طالبًا لطلب الربح، وأهل الحجاز يسمون هذا العقد مقارضة وإقراضا من القرض؛ لأن صاحب المال يقطع قدرًا من ماله ويسلم للعامل، وأصحابنا أيضًا اختاروا لفظ المضاربة لكونها موافقة للنص، كذا قال العلامة العيني. وفي الشرع: عبارة عن عقد بين اثنين يكون من أحدهما المال ومن الآخر التجارة فيه، ويكون الربح بينهما، وركنها الإيجاب والقبول، وهو أن يقول: دفعت إليك هذا المال مضاربة أو معاملة، أو خذ هذا المال واعمل فيه مضاربة أن ما رزق الله من شيء، فهو بيننا نصفان، فيقول المضارب: قبلت، أو أخذت، أو رضيت، كذا في "الجوهرة".

وشرطها أمور: 1- كون رأس المال من الأثمان كما في الشركة، ٢- وكون رأس المال عينًا لا دينًا، ٣- وكونه مسلمًا إلى المضارب ليمكنه التصرف بخلاف الشركة؛ لأن العمل فيها من الجانبين، ٤- وكون الربح بينهما شائعًا، فلو عين قدرًا فسدت، ٥- وكون نصيب كل منهما معلومًا عند العقد، ٦- وكون نصيب المضارب من الربح، حتى لو شرط من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت، كذا في "الدر المختار".

وحكمها أنواع: إذا دفع المال فهو أمانة كالوديعة إلى أن يعمل فيه؛ لأنه قبضه بأمر مالكه، وإذا اشترى به فهو وكالة؛ لأنه تصرف في مال الغير بأمره، وإذا ربح صار شريكا، وإذا فسدت صار إجارة؛ لأن الواجب فيها أجر المثل، وإذا خالف المضارب شرط رب المال فهو بمنزلة الغاصب، فيكون المال مضمونًا عليه، ويكون الربح للمضارب، ولكنه لا يطيب له عندهما، وقال أبو يوسف: يطيب له، كذا في الخجندي، فصارت للمضارب خمس مراتب، هو في الابتداء أمين، فإذا تصرف فهو وكيل، فإذا ربح، فهو شريك، فإذا فسدت فهو أجير، فإذا خالف فهو غاصب، كذا في "الجوهرة النيرة".

وشريعتها للحاجة إليها، فإن الناس بين غنى بالمال غبى عن التصرف فيه، وبين مهنّد في التصرف صفر اليد عن المال، فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف لتنتظم مصلحة الغبى والذكى والفقير والغنى، وبعث النبي على والناس يباشرونه، فقررهم عليه، وتعاملت به الصحابة رضى الله تعالى عنهم، كذا في "مجمع الأنهر".

- (٢) وهو رب المال.
- (٣) وهو رب المضارب.
- (٤) قوله: "إلا بالمال الذي بينا. . . إلخ" يعني إنها لا تصح إلا بالدراهم والدنانير، أما الفلوس فعلى الخلاف الذي بيناه في الشركة، وهو أن عند محمد تجوز المضاربة بها، وعندهما: لا تجوز، كذا في "الجوهرة".
  - (٥) رب المال والمضارب.
- (٦) قوله: "دراهم مسمّاة [من الربح]" لأن شرط ذلك يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا تلك الدراهم المسماة، قال في شرحه: إذا دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن ما رزق الله فللمضارب مائة درهم، فالمضاربة فاسدة، فإن عمل في هذا، فربح أو لم يربح، فله أجر مثله، وليس له من الربح شي \* المسلول

مختصر القدورى المُضارِب، ولا يَدَ لرَبّ المَالِ فِيهِ (۱). المَالُ مُسَلَّمًا إلى المُضَارِب، ولا يَدَ لرَبّ المَالِ فِيهِ (۱).

فإذَا صَحّت المُضَارَبَةُ مُطلَقَةً (١)، جَازَ للمُضارِبِ أَن يَشتَرِى ويَبِيعَ، ويُسَافِرَ ويُبضعَ (٦) ويُوكّلُ <sup>(٤)</sup>، ولَيسَ لَه أن يَدفَعَ الـمَالَ مُضَارَبَةً <sup>(٥)</sup> إلا أن يَأذَنَ لَه رَبّ الـمَالِ في ذَلِكَ، أويقُولَ له: اعمَلْ برَأيك، وإن حَص ّله رَبّ المال التَصرّف في بَلَد بِعَينِه، أو فِي سِلعَة بِعَينِهَ الم يَجُزلَه أَن يَتَجَاوَزَعَن ذَلكَ .

وكَذَلِكَ إِن وَقّتَ المُضَارَبَةَ مُدّةً بعَينِها جَازَ، وبَطَلَ العَقدُ مُضِيهَا (١)، وليس للمُضَارِبِ أَن يَشتَرِى أَبَا رَبّ الـمَالِ ولا ابنَه، ولا مَن يَعتقُ (٧) عَلَيه (٨)، فإن اشتَرَاهُم كَانَ

عمله عند عقد فاسد ببدل، فإذا لم يسلم إليه البدل رجع إلى أجرة المثل، كما في الإجارة، قال أبو يوسف: له أجر مثله لا يجاوز به المسمى، وقال محمد: له الأجر بالغَّا ما بلغ. (الجوهرة)

- (١) قوله: "ولا يدلرب المال. . . إلخ" أي لا يجوز أن يشترط العمل على رب المال، فإن شرط عمل رب المال فسدت المضاربة؛ لأنه يمنع خلوص يد المضارب، ولا يتمكن من التصرف، وهذا بخلاف الأب أو الوصى إذا دفعا مال اليتيم مضاربة، وشرطا عملهما حيث يجوز؛ لأنهما ليسا بمالكين للمال، فصارا كالأجنبين؛ لأن لكل واحد منهما أن يأخذ مال الصغير مضاربة، فإن شرطا عمل الصغير فسدت؛ لأنه هو المالك للمال، كذا في
  - (٢) أي غير مقيدة بالزمان والمكان والسلعة . (ج)
- (٣) قوله: "ويبضع" من الإبضاع أي يدفع المال بضاعة ولو لرب المال، ولا تبطل به المضاربة، كذا في "الدرر"، قال العيني: هو أن يدفع إلى غيره مالا ليعمل فيه، ويكون الربح للعامل؛ لأن هـذا من صنيع التجار -انتهى-. قال في "الفتح": وقول العيني يكون الوبح للعامل صوابه: ولا يكون، أو يحمل العامل على المضارب الذي وجد منه الإبضاع، وإن لم يعمل بالفعل، كذا ذكره الشيخ شاهين، وليس المراد بالربح الذي يكون للمضارب في كلام الشيخ شاهين دون رب المال إذا دفع إليه المال بضاعة أصل الربح، بل ما يخصه منه -فتنبه-.
- (٤) لإطلاق العقد ولأن المقصود منها الاسترباح، وهو لا يحصل إلا بالتجارة، فينتظم ما هو من صنع التجار، والتوكيل والإبضاع والإيداع من صنعهم وعادتهم. (ج)
- (٥) قوله: "وليس له. . . إلخ" لأن الشيء لا يضمن مثله لتساويهما في القوة، فلا بد من التنصيص عليه، أو التفويض المطلق إليه، كما في التوكيل، فإن الوكيل لا يملك أن يوكل غيره فيما وكله به إلا إذا قيل له: اعمل برأيك. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "جاز وبطل. . . إلخ" لأنها توكيل فتوقت بما وقته، وإذا اختلفا في العموم والخصوص، فالقول قول من يدعى العموم، كذا في "الجوهرة".
- (٧) قوله: "ولا من يعتق. . . إلخ" لأن العقد وضع لتحصيل الربح وذلك بالتصرف مرة بعد أخرى، ولا يتحقق التصرف مرة بعد أخرى فيه لعتقه، كذا في "الهداية".
  - (٨) بقرابة أو غيرها مثل المحلوف بعتقه. (ج)

113

- (٤) أي على المضارب.
- (٥) قوله: "ضمن" لأنه يصير مشتريًا لنفسه، فيضمن بالنقد من مال المضاربة، كذا في "الجوهرة".
- (٦) قوله: "جاز له أن يشتريهم [المضارب]" لأنه لا مانع من التصرف، إذ لا شركة فيه؛ ولأنه يقدر على بيعهم بحكم المضاربة. (الجوهرة)
  - (٧) للمضارب لملكه بعض قريبه.
- (٨) قوله: "ولم يضمن. . . إلخ" لأنه لا صنع من جهته، أى المضارب في زيادة القيمة، ولا في ملكه الزيادة؛ لأن هذا شيء يثبت من طريق الحكم، فصار كما إذا ورثه مع غيره كامرأة اشترت ابن زوجها، فماتت وتركت زوجًا وأخًا، عتق نصيب الزوج من ابنه، ولا يضمن لأخيها لعدم الصنع منه، كذا في "الهداية" و"النهاية".
  - (٩) أي نصيب رب المال من العبد، وهو رأس المال، ونصيبه من الربح.
    - (١٠) والحال.
    - (١١) أي لم يقل له: اعمل برأيك. (ج)
      - (۱۲) أي بمجرد الدفع.
- (١٣) قوله: "فإذا ربح ضمن. . . إلخ " هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا عمل

<sup>(</sup>١) لأن الشراء متى وجد نفاذًا على المشترى، نفذ عليه. (ج)

<sup>(</sup>۲) قوله: "وإن كان في المال ربح . . . إلخ "والمراد من كون الربح في المال أن يكون قيمة العبد المشترى أكثر من رأس المال، سواء كان في جملة رأس المال ربح أو لا ، لأنه إذا كان قيمة العبد مثل رأس المال أو أقل ، لا يظهر ملك المضارب فيه ، بل يجعل مشغولا برأس المال ، حتى إذا كان رأس المال ألفاً ، وصار عشرة آلاف درهم ، ثم اشترى المضارب من يعتق عليه وقيمته ألف ، أو أقل ، لا يعتق عليه ، كذا في "الينابيع" ، وكذا لو كان له ثلاثة أولاد أو أكثر ، وقيمة كل واحد ألف ، أو أقل ، فاشتراه لا يعتق منهم شيء ؛ لأن كل واحد مشغول برأس المال ، ولا يملك المضارب منهم شيءًا حتى يزيد قيمة كل عين على رأس المال على حدة من غير ضمه إلى آخر . (العيني والفاتح)

<sup>(</sup>٣) قوله: "فليس له [أي للمضارب]. . . إلخ" لأنه يعتق عليه نصيبه، ويفسد نصيب رب المال لانتفاء جواز بيعه لكونه مستسعى، لا يجوز بيعه، كذا في "العيني" و "الجوهرة".

إِلَيه (١) مُضَارَبَةً بِالنصف، فأذِنَ لَه أَن يَد فَعَهَا مُضَارَبَةً، فَدَ فَعَهَا بِالثُّلُثِ جَازَ، فإن كَانَ رَبَّ السَمَالِ قَالَ لَه: عَلَى أَن مَا رَزَقَ اللهُ تَعَالَى، فهُو بَينَنا نِصفَان، فلرَبً السَمَالِ نِصفُ الربح، وللأوّل السُدُسُ (٢)، وإن كَانَ قَالَ: عَلَى أَن مَا رَزَقَكَ اللهُ فهُو وللمُضَارِبِ الثَّانِي ثُلُثُ الربح، وللأوّل السُدُسُ (٢)، وإن كَانَ قَالَ: عَلَى أَن مَا رَزَقَكَ اللهُ فهُو بَينَنا نِصفَان، فللمُضَارِبِ الثَّانِي الثُّلُثُ، ومَا بَقي بَين رَبّ السَمَالِ والسَمُ ضارِب الأوّل نصفَانٌ أَن فَالَ وَالسَمُ الرب الأوّل نصفَانٌ أَن فَالَ عَلَى أَن مَا رزَقَ اللهُ فلي نصفُه، فدَ فَع (١) السَمَالُ إِلَى آخَر (٥) مُضَارَبً النصف، فللثَّانِي نصفُ الربح، ولربّ السَمَالِ النصف، ولا شَيءَ للمُضَارِبِ الأوّل (٢)، فإن شَرَطَ (١) لَلمُضَارِبِ الثّانِي نصفُ الربح، ولربّ السَمَالُ نصفُ الربح، وللمُضَارِبِ الثّانِي نصفُ الربح، ويَضمَنُ السَمُ الربح مِن مَالِه (١)، وإذَا

به ضمن ربح أو لم يربح، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، كذا في "الجوهرة" و "الهداية"؛ لأن الدفع إيداع، وهو بملكه، فإذا عمل تبين أنه مضاربة فيضمن، كذا في "الدر المختار"، وإليه رجع أبو يوسف، كذا في "العناية"، وهو قول محمد أيضًا، كما في "رد المحتار".

<sup>(</sup>١٤) أي رب المال.

<sup>(</sup>١) أي إلى المضارب.

<sup>(</sup>٢) قوله: "وللأول السدس" لأن دفع المضارب الأول المال إلى المضارب الثاني مضاربة قد صح بوجود الأمر به، أي بالدفع من جهة المالك، ورب المال شرط لنفسه نصف جميع ما رزق، فلم يبق للمضارب الأول إلا النصف، وينصرف تصرفه إلى نصيبه، وقد جعل من ذلك، أي عن نصيبه بقدر ثلث الجميع للثاني، فيكون الثلث له، أي الثاني، فلم يبق إلا السدس، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٣) قوله: "نصفان" لأنه فوض إليه التصرف، وجعل لنفسه نصف ما رزق الله الأول، وقد رزقه الله الثلثين، فيكون بينهما، بخلاف الأول؛ لأنه جعل لنفسه هناك نصف جميع الربح، فافترقا، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٤) أي المضارب الأول.

<sup>(</sup>٥) أي إلى مضارب آخر.

<sup>(</sup>٦) قوله: "ولا شيء للمضارب الأول" لأنه أي رب المال جعل لنفسه نصف مطلق الفضل، فينصرف إلى جميع الربح، فيكون له النصف من الجميع، وشرط الأول النصف الثاني إلى جميع نصيبه، فيكون النصف للثاني بالشرط، ويخرج الأول بغير شيء كمن استوجر ليخيط ثوبًا بدرهم، فاستأجر غيره ليخيطه بمثله، أي بدرهم، كذا في "الهداية" و "العيني".

<sup>(</sup>٧) والمسألة بحالها.

<sup>(</sup>٨) قوله: "ويضمن المضارب الأول. . . إلخ" لأن رب المال شرط لنفسه النصف من مطلق الربح، فله ذلك، ويستحق المضارب الثاني ثلثي الربح بشرط الأول؛ لأن شرطه صحيح لكونه مأذونًا لكن لا ينفذ في حق رب المال، إذ لا يقدر أن يغير شرطه، فيغرم له قدر سدس؛ لأنه ضمن له سلامة الثلثين بالعقد، فيلزمه الوفاء به،

مَاتَ رِبُّ الـمَالِ، أو الـمُضَارِبُ، بَطلَت المُضَارَبَةُ (()، وإذَا ارتَدَّ (() رَبّ الـمَالِ عَن الإسلام، ولَحِق بِدَ ارِ الحَرب، بَطلَت الـمُضَارَبَةُ (()، وإن عَزَلَ رَبّ الـمَالِ الـمُضَارِب، ولَم يَعلَم بَعَزْلِه ولَحِق بِدَ ارِ الحَرب، بَطلَت الـمُضَارِب، وإن عَلم بعَزْلِه والـمَالُ عُرُوضٌ في يَدِه، فلَهُ أَن يَبيعَهَا، حَتَّى اشْتَرَى أو بَاعَ، فتَصَرَّفُه جَائِزٌ (()، وإن عَلِم بعَزْلِه والـمَالُ عُرُوضٌ في يَدِه، فلَهُ أَن يَبيعَهَا، ولا يَنعُه العَزلُ (() مِن ذَلك، ثُم (() لا يَجُوزُ أَن يَشترِي بشَمنِها (() شيئًا آخَرَ (())، وإن عَزَله ورأسُ الـمَالِ دَرَاهمُ أو دَنَانِيرُ قَد نَضّت، فليسَ لَه أَن يَتصرَّفَ فِيهَا (())، وإذَا افتَرَقَا (())، وفي الـمَالِ

(٣) قوله: "بطلت. . . إلخ "هذا على وجهين: إن حكم الحاكم بلحاقه بطلت من يوم ارتد؛ لأنه بذلك تزول أملاكه، وتنتقل إلى ورثته، فصار كموته، وإن لم يحكم بلحاقه، فهى موقوفة إن رجع إلى دار الإسلام مسلمًا، جازت المضاربة، ولم تبطل، وإن كان المضارب قد اشترى بالمال عرضًا، فارتد رب المال بعد ذلك، ولحق بدار الحرب، فبيع المضارب لذلك العرض جائز؛ لأنه لو مات في هذه الحالة لم ينعزل، فلا ينعزل بردته قبل الحكم بلحاقه، والأصل أن ملك المرتد موقوف عند أبى حنيفة، فتصرفه كذلك.

وعندهما: الردة لا تؤثر في حكم الأملاك، فتصرف المضارب في حال ردة رب المال جائز، فإن مات رب المال، أو قتل، أو لحق، وحكم بلحاقه، بطلت أيضًا عندهما؛ لأن هذه الأسباب تزيل الأملاك عندهما أيضًا، وإن كان المضارب هو المرتد، فالمضاربة على حالها في قولهم جميعًا، فإن مات المضارب أو قتل، أو لحق بدار الحرب، وحكم بلحاقه بطلت المضاربة؛ لأن هذه الأشياء كالموت، وأما المرأة فار تدادها وغير ارتدادها سواء إجماعًا، سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب، فيحكم بلحاقها؛ لأن ردتها لا تؤثر في تصرفها. (الجوهرة)

- (٤) لأنه وكيل من جهته، وعزل الوكيل قصدًا يتوقف على علمه. (ج)
- (٥) قوله: "ولا يمنعه العزل" لأن حقه قد ثبت في الربح، وإنما يظهر بالقسمة، وهي تبتني على رأس المال،
   وهو إنما ينض بالبيع، كذا في "الهداية".

والنضّ : نقد گردیدن درم ودینار ، یقال : خذ ما نض لك من دینك ، یعنی بگیر نقد شده را ، ویقال : ما نضّ بیدی منه شیء ، كذا فی "منتهی الأرب" .

- (٦) لأن البيع بعد العزل كان للضرورة، فلم يبقُّ بعد النقد. (العيني والفتح)
  - (٧) أي العروض إذا باعها؛ لأنها قد صارت نقدًا. (ج)
    - (٨) لعدم الاحتياج. (الفاتح)

كذا في "شرح الكنز" للعلامة العيني.

<sup>(</sup>١) قوله: "بطلت المضاربة" أما بموت المضارب فلأن عقد المضاربة عقد له دون غيره، فأشبه الوكالة، وموت الوكيل يبطل الوكالة، وأما موت رب المال فلأن المضاربة تصرف بالإذن، والموت يزيل الإذن؛ ولأن المضاربة توكيل وموت الموكل يبطل الوكالة. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٢) والعياذ بالله .

<sup>(</sup>٩) قوله: "فليس له. . . إلخ" هذا إذا كان من جنس رأس المال، أما إذا كان رأس المال دنانير، والذي نض له دراهم، أو على العكس، فله أن يبيعها بجنس رأس المال استحسانًا؛ لأن الربح لا يظهر إلا به، كذا في

دُيُونٌ، وقَد رَبِحَ المُضَارِبُ فِيهِ أَجبَره (١) الحَاكِمُ عَلَى اقتضاء (٢) الدُيُون (٦) وإن لَم يَكُن فى الممال ربحٌ لم يلزَمهُ الاقتضاء (٥) ويُقال لُه: وكِل رَبَّ الممال فى الاقتضاء (٥) وما هَلكَ من مال المُضَارَبة، فهُوَ من الربح دُونَ رَأْسِ الممال (٢) فإن زَادَ الهالكُ علَى الربح، فلا ضَمَانَ عَلَى المُضَارَب (١) فِيه، وإن كَانَا يَقتسمان الربح، والمُضَارَبةُ عَلَى حَالِها (١) ثُمَّ مَلكَ الممال كُله، أو بَعضهُ قَرَادًا (١) الربح حَتّى يَستَوفِي رَب الممال رأس الممال رأس الممال رأس الممال رأس الممال الممال من فضل شَيء (١) كَانَا نَفَص مِن رأس الممال له من شَمَ فَرَادًا (١) وإن نَقَص مِن رأس الممال لم يَضمَن (الممال لم يضمَن الممال له من الممال له عَن من الله من الممال الم يضمَن الممال المعال والمعال المعال والمعال المعال المعا

<sup>&</sup>quot;الهداية". (الجوهرة)

<sup>(</sup>١٠) قوله: "وإذا افترقا [يعنى رب المال والمضارب، المراد من الافتراق فسخهما عقد المضاربة]" عن العقد، أى فسخاه بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب؛ لأن الفسخ سبب الافتراق، لا المراد الافتراق بالأبدان. (الفاتح)

<sup>(</sup>١) قوله: "أجبره الحاكم على اقتضاء الديون" لأنه بمنزلة الأجير؛ لأن الربح له كالأجرة؛ ولأن عمله حصل بعوض، فيجبر على إتمامه كالأجير. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٢) طلب.

<sup>(</sup>٣) التي على الناس.

 <sup>(</sup>٤) قوله: "لم يلزمه الاقتضاء" لأنه وكيل محض، وهو متبرع، والمتبرع لا يجبر على إيفاء ما تبرع به ؛
 ولأن الديون ملك لرب المال، ولا حظ له فيها، فلا يجبر. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "ويقال له: وكل. . . إلخ" لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد، ورب المال ليس بعاقد، فلا يتمكن من المطالبة إلا بالتوكيل، فيؤمر بالتوكيل كيلا يضيع حقه، وعلى هذا كل وكيل بالبيع وكل مبتضع إذا امتنع من التقاضي لا يجبر عليه، ولكن يجبر على أن يجعل صاحب المال وكيلا كيلا يضيع حقه. (العيني وفتح المعين)

<sup>(</sup>٦) قوله: "فهو من الربح" لأن الربح تبع لرأس المال، وصرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى، كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) لأنه أمين، فلا يكون ضمينًا. (ع)

<sup>(</sup>۸) يعني لم يفسخاها.

<sup>(</sup>٩) قوله: "ترادا الربح حتى . . . إلخ" لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال؛ لأنه هو الأصل، وهذا أى الربح بناء عليه، وتبع له، فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبين أن ما استوفياه من رأس المال، فيضمن المضارب ما استوفاه؛ لأنه أخذه لنفسه، وأما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله . (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>١٠) عن رأس المال. (ج)

<sup>(</sup>١١) لأنه ربح. (ج)

<sup>(</sup>١٢) لأن رب المال لم يبقَ له حق بعد استيفاء ماله إلا في الربح. (ع)

المُضَارِبُ (١) وإن كَانَا اقتَسَمَا الرِبحَ (٢) وفَسَخَا المُضَارَبةَ، ثمّ عَقَدَاهَا، فهَلَكَ المَالُ، أو بَعضُه لَم يَتَرَادًا الربحَ الأولَ (٣) ويَجُوزُ للمُضَارِبِ أن يَبِيعَ بالنَقد والنَسِيئَةِ (١) ولا يُزَوَّجُ عَبدًا، ولا أَمَةً من مَال المُضَارَبة (٥) .

### كتابُ الوكالَة (١)

## كُلَّ عَقدِ جَازَأُن يَعقِدَهُ الإنسانُ بِنَفسِه (٧)، جَازَأُن يُوكَّلَ بِه غَيرَه (٨)، ويَجُوزُ التَوكِيلُ

(١) لأنه أمين. (ج)

(٢) الأول. (ج)

(٣) قوله: "لم يترادا الربح الأول" لأن المضاربة الأولى قد تمت وانفصلت، والثانية عقد جديد، فهلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول، كما إذا دفع إليه مالا آخر. (الجوهرة)

(٤) قوله: "أن يبيع بالنقد. . . إلخ" لأنه من صنع التجار، وهذا إذا باع إلى أجل معتاد، أما إذا كان إلى أجل لا يبيع التجار إليه، ولا هو معتاد لم يجز؛ لأن الأمر العام ينصرف إلى المعروف بين الناس، ولهذا كان له أن يشترى دابة للركوب، وله أن يستكريها اعتباراً لعادة التجار، كذا في "الجوهرة".

 (٥) قوله: "ولا يزوج عبدًا، ولا أمة" أما العبد فإنه يلزمه دين يتعلق بالمضاربة من غير عوض، وأما الأمة فقال أبو حنيفة ومحمد: لا يزوجها؛ لأن النكاح ليس من التجارة بدليل أن المأذونة لا تملك تزويج نفسها.

وقال أبو يوسف: له أن يزوج الأمة؛ لأن في تزوجها تحصيل عوض، وهو المهر، فصار كالبيع؛ ولأن في تزوجها سقوط نفقتها عن المولى، وليس للمضارب أن يكاتب؛ لأن الكتابة ليست من التجارة. (الجوهرة)

(٦) قوله: "كتاب الوكالة" لما كانت في المضاربة شائبة من الوكالة أوردها عقيب المضاربة، فقال: كتاب الوكالة. والوكالة. والوكالة. والوكالة. والوكالة ومنه قولهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي ونعم الحافظ، كذا في "الجوهرة"، وقال في "العناية": الوكالة -بفتح الواو وكسرها - اسم للتوكيل من وكله هكذه، أي فوّض إليه ذلك، والوكيل هو القائم بما فوّض إليه كأنه فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه موكول إليه الأمر، أي مفوّض إليه.

وفى الشرع: عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فى تصرف معلوم، وجوازها بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف: ﴿ فَابِعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِ قِكُم هذه إلى الْمَدينة ﴾ وكان البعث منهم بطريق الوكالة. وأما السنة فما أخرجه النسائي في "سننه" في النكاح: أنه عليه السلام وكُل عمرو بن سلمة بتزويج أمه أم سلمة منه ﷺ.

وفى "الهداية": قد صح أن النبي عليه السلام وكل بالشراء، أي بشراء الأضحية حكيم بن حزام، رواه أبو داود في البيوع، قال في "الدر المختار": وعليه الإجماع.

(٧) قوله: "كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه . . . إلخ" قيل: هذا ليس بشرط عند أبى حنيفة رحمه الله ، لأن توكيل المسلم الذمى ببيع الخمر جائز عنده ، ويمكن أن يراد به أن يكون مالكًا لأصل التصرف ، وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهى ، كذا ذكره ابن الملك ، كذا في "الفاتح" ، ثم الوكالة لا تصح إلا باللفظ الذي يثبت به الوكالة من قوله : وكلتك ببيع عبدى هذا أو بشراء كذا . (الجوهرة)

بالخُصُومَة (١) في سَائر الحُقوق (٢) وإثبَاتِهَا، ويَجُوزِبالاستِيفَاء (٣) إلا في الحُدُودِ والقِصَاصِ، فإن الوكَالَةَ لا تَصِحُّ باستيفَاء هَا مَعَ غَيبَة المُوكَلِّ عَن المَجلس (١).

وقَالَ أَبُوحَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لا يَجُوزُ التَوكِيلُ بالخُصومَةِ (٥) إلا برِضَاءِ الخَصمِ إلا أن يَكُونَ المُوكِلُ مَرِيضاً (١) أو غَائِبًا مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أيّامٍ فصَاعِداً.

(٨) قوله: "جاز . . . إلخ" لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره، ومعنى قوله: جاز أن يعقده لنفسه أى بأهلية نفسه مستبدًا له، وهذا لدفع نقض الوكيل؛ لأنه لا يملك التوكيل، وإنما لم يقل: كل فعل جاز أن يفعله احترازًا عما لا يدخل تحت العقود، وهو ما يفعله مثل استيفاء القصاص، فإنه يجوز أن يفعله بنفسه، ولا يجوز أن يوكل به مع غيبته، كذا في "الجوهرة".

ولا يفهم منه العكس، يعنى أن كل عقد لا يعقده الإنسان بنفسه لا يجوز التوكيل به، فإنه أى العكس ليس بمقصود، ألا توى أن المسلم لا يجوز له عقد بيع الخمر وشراءه بنفسه، ولو وكل ذميا بذلك جاز عند أبى حنيفة رحمه الله، كما في "الدر المختار".

- (۱) قوله: "بالخصومة ... إلخ" أى بالدعوى الصحيحة ، أو بالجواب الصريح ؛ لأن الخصومة مذمومة شرعًا ، كذا في "الجوهرة" و "الكشف" ، وهذا للحاجة التي بيّناها ، إذ ليس كل أحد يهتدى إلى وجوه الخصومات ، وقد صح أن عليًا وكل فيها أى في الخصومات عقيل بن أبي طالب كان ذكيًا حاضر الجواب ، وبعد ما أسن عقيل وكل عبد الله بن جعفر الطيار ، كذا في "الهداية" ، وعدم توكيله عقيلا بعد ما أسن إما لأنه وقره لكبر سنه ، أو لأنه انتقص ذهنه ، وكان عبد الله شابًا ذكيًا ، كذا في "الكفاية" .
  - (٢) أي في جميع الحقوق، وفي "الصحاح": سائر الناس جميعهم. (الفاتح)
    - (٣) أي قبض الحقوق، وكذا بإيفاءها أي بأداءها.
- (٤) قوله: "مع غيبة الموكل. . . إلخ" لأنها أى الحدود والقصاص تندرئ بالشبهات، وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل لجواز أن يكون الموكل قد عفا بنفسه، والوكيل لا يشعر به، بل هو الظاهر للندب الشرعى، لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَعفُوا أَقرَبُ لِلتّقوى﴾ بخلاف غيبة الشاهد؛ لأن الظاهر في حق الشاهد عدم الرجوع، إذ الصدق هو الأصل خصوصًا في حق العدول، بخلاف حالة الحضرة لانتفاء هذه الشبهة، كذا في المعتبرات مثل "الهداية" و" النتائج".
- (٥) قوله: "بالخصومة [سواء كان وكيل المدعى أو المدعى عليه. (ج)]" قيد بالخصومة؛ لأن التوكيل بقبض الدين، والتقاضى والقضاء بغير رضى الخصم جائز إجماعًا، ولو وكّله بقبض العين لا يكون دليلا بالخصومة إجماعًا. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "مريضًا" يعنى مرضًا يمنعه من الخصومة، أما إذا كان لا يمنعه فهو كالصحيح، لا يجوز توكيله عند أبى حنيفة إلا برضاء الخصم، قوله: أو غائبًا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا، أما دونها فهو كالحاضر، وأما المرأة إن كانت مخدرة جاز لها أن توكل بغير رضى الخصم؛ لأنها لم تألف خطاب الرجال، فإذا حضرت مجلس الحاكم انقبضت فلم تنطق بحجتها لحياءها، وربما يكون ذلك سببا لفوات حقها، وهذا شيء استحسنه المتأخرون وجعلوها كالمريض، وأما إذا كان عادتها تحضر مجالس الرجال فهى كالرجل، لا يجوز لها التوكيل إلا برضى الخصم، كذا في "الجوهرة".

وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ: يَجُوزُ التَوكِيلُ بِغَيرِ رِضَاءِ الخَصمِ (١)، ومِن شَرطِ الوَكَالَةِ أَن يَكُونَ السَمُوكَّلُ (٢) عِن يَملَكُ التَصرَّف، ويَلزَمُه الأحكَامُ (٢)، والوَكِيلُ مِمَّن يَعقِلُ البَيعَ ويَقصُدُه (١)، وإذَا وَكَل (٥) الحُرُّ البَالِغُ أو السَمَأَذُونُ (١) مِثلَهُ مَا جَازَ، وإنَ وَكَل صَبِيًا (٧)

(١) قوله: "وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز التوكيل بغير رضاء الخصم" وبه قالت الثلاثة، وعليه فتوى أبي الليث وغيره، واختاره العتابي وصحّحه في "النهاية"، كذا في "الدر المختار".

وقال فى "الهداية": لا خلاف فى الجواز، إنما الخلاف فى اللزوم يعنى هل ترتد الوكالة برد الخصم عند أبى حنيفة نعم، وعندهما: لا، ويجبر، كذا فى "الجوهرة"، وأفتى الرملى بقول الإمام أبى حنيفة، واختاره غير واحد، كذا فى "رد المحتار"، وقال شمس الأثمة السرخسى: الصحيح أن القاضى إذا علم من الموكل القصد بالإضرار إلى المدعى بالوكيل بحيله وأباطيله لا يقبل منه التوكيل إلا برضاء خصمه، وإلا فيقبله، كذا فى "الجوهرة"، ويؤيده ما فى "البزازية" و "البحر الرائق" و "الزيلعى".

(٢) قوله: "ومن شرط الوكالة أن يكون . . . إلخ" لأن الوكيل إنما يملك التصرف من جهة الموكل ، فلا بد أن يكون الموكل مالكًا لتملكه من غيره ، فعلى هذا يجوز توكيل العبد المأذون والمكاتب ؛ لأنهما يصح منهما التصرف ولا يجوز توكيل العبد المحجور عليه ، وإنما المعتبر أن يكون الموكل مالكًا للتصرف فيما وكل به ، وإنما المعتبر أن يكون عمن يصح منه التصرف في الجملة ؛ لأنهم قالوا: لا يجوز بيع الآبق ، ويجوز أن يوكل ببيعه ، كذا في الجوهرة".

(٣) قوله: "ويلزمه الأحكام" لأن المطلوب من الأسباب أحكامها، فإن كان ممن لا يثبت لـه الحكم لا يصح توكيله كالصبي المحجور والعبد المحجور، كذا في "الكفاية".

أقول: فيه أى في قوله: ويلزمه الأحكام احتمالان: إما أن يكون المراد من الأحكام أحكام ذلك التصرف، أو جنس التصرف إن كان الأول، فهو احتراز عن الوكيل إذا وكل، فإنه يملك التصرف دون التوكيل به؛ لأنه لم يلزمه الأحكام حتى إن الوكيل لا يملك المبيع بالشراء، ولا يملك الثمن بالبيع، وعلى هذا يكون في الكلام شرطان، وإن كان الثاني فهو احتراز عن الصبي والمجنون، فيكون ملك التصرف ولزوم الأحكام شرطا واحدًا، قال في "العناية": وهذا أصبح؛ لأن الوكيل إذا أذن له بالتوكيل صح، والأحكام لا تلزم -فافهم -.

قال في "الفاتح": قوله: يلزمه الأحكام الألف واللام إذا دخل على الجمع أبطل معنى الجمع، فيراد الواحد، وهو الملك ههنا؛ لأن حكم التصرف الملك وهو ثابت للموكل.

(٤) قوله: "والوكيل ممن يعقل . . . إلخ" لأنه يقوم مقام الموكل في العبارة، فلا بد أن يكون من أهل العبارة حتى لو كان صبيًا لا يعقل البيع، أو مجنونًا كان التوكيل باطلا، قوله: ويقصده احتراز عن بيع الهازل والمكره، حتى لو تصرف هازلا لا يقع عن الآمر، كذا في "الجوهرة".

(٥) العاقل.

(٦) قوله: "أو المأذون" وإنما أطلق المأذون حتى يشمل العبد والصبى الذى يعقل البيع والشراء إذا كان مأذونًا له في التجارة؛ لأن توكيل الصبى المأذون غيره جائز كسائر تصرفاته، بخلاف ما إذا كان الصبى محجوراً حيث لا يجوز له أن يوكل غيره، كذا في "البناية".

(٧) أي الحر البالغ أو المأذون.

مَحجُورًا يَعقِلُ البَيعَ والشِرَاءَ (١) أو عَبدًا مَحجُورًا جَازَ (٢) ولا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا (٢) الحُقُوقُ، ويَتَعَلَّقُ بُهُ مَا، والعُقُودُ التِي يَعقِدُ هَا الوُكلاءُ عَلَى ضَربَينِ كُلَّ عَقد يُضِيفُه الوَكيلُ إلَى نَفسه (٤) مِثلَ البَيع (٥) والشِرَاء والإجَارَةِ، فحُقُوقُ ذَلِكَ العَقد تَتَعَلَّقُ بِالوَكِيلِ (١) دُونَ المُوكَل (٧) في سُلَم (٨) المَبيعَ، ويَعَبضُ الثَمنَ ، ويُخاصَمُ (١)

(١) قوله: "يعقل البيع والشراء" أي يعرف أن الشراء جالب والبيع سالب، ويعرف الغبن اليسير والفاحش. (الجوهرة)

(٢) قوله: جاز... إلخ لأن الصبى من أهل العبارة، ألا ترى أنه ينفذ تصرفه بإذن وليه، والعبد من أهل التصرف على نفسه مالك له، أى للتصرف، ولهذا لو أقر بالمال لزمه بعد الحرية، وصح إقراره بالحدود والقصاص، كذا في "الكفاية"، وإنما لا يملك التصرف في حق المولى دفعًا للضرر، والتوكيل ليس تصرفًا في حقه، أى في حق المولى، إذ صحة التوكيل تتعلق بعبارته وأهليته، والعبد يبقى على أصل الحرية في ذلك؟ لأن صحة العبارة بكونه آدميًا، كذا في "البناية".

فإن قلت: لا نسلم أنهما أي الصبي المحجور والعبد المحجور من أهل التصرف؛ لأنهما لو كانا من أهل التصرف فينبغي أن يصح منهما التزام العهدة.

قلت : إنما لا يصح منهما التزام العهدة لوجه، أما الصبى فلقصور أهليته لعدم البلوغ والعبد فلحق سيده لئلايلزم الضرر به، فتلزم الحقوق الموكل؛ لأنه لما تعذر التزام العهدة بهما تعلق بأقرب الناس إليهما، وهو من انتفع بهذا التصرف وهو الموكل -فافهم- والله أعلم. (الجوهرة وغيرها)

- (٣) دفعًا للحرج.
- (٤) أي لا يحتاج فيه إلى الإضافة إلى الموكل.
- (٥) قوله: "مثل البيع" فإنه يقول: بعت هذا الشيء منك، ولا يقول: بعت منك من قبل فلان، وكذا غيره كذا في "مجمع الأنهر".
- (٦) قوله: "تتعلق بالوكيل دون الموكل" وقال الشافعي رحمه الله: تتعلق بالموكل؛ لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف، والحكم وهو الملك يتعلق بالموكل، فكذا توابعه، وصار كالرسول والوكيل في النكاح، فإن حقوق عقد النكاح تتعلق بالموكل، ولنا أن الوكيل هو العاقد حقيقة؛ لأن العقد يقوم بالكلام، وصحة عبارته لكونه آدميًا، وكذا حكمًا؛ لأنه يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل، ولو كان سفيرًا منه، أي من الموكل، لما استغنى عن ذلك، كالرسول، وإذا كان كذلك كان أصيلاً في الحقوق، فيتعلق حقوق العبد به، كذا في "الهداية".
- (٧) قوله: "دون الموكل" حتى لو حلف المشترى ما للموكل عليه شيء، كان بارًا في يمينه، ولو حلف ما للوكيل عليه شيء كان حانثًا، كذا في "النهاية"، وقال الشافعي رحمه الله: تتعلق بالموكل دون الوكيل. (الجوهرة) (٨) أي إذا كانت الحقوق تتعلق بالوكيل لكونه أصيلا فيها لما بينا في الحاشية فيسلم.
- (٩) قوله: "ويخاصم" -على صيغة المجهول- يعنى ويخاصم إذا باع؛ لأن كل ذلك من الحقوق أى من حقوق الله من الحقوق أى من حقوق الله عنه، أى عن الوكيل اعتبارًا للتوكيل السابق كالعبد يتهب أى يقبل الهبة والصدقة ويصطاد، فإن مولاه يقوم مقامه فى الملك بذلك السبب، هذا ما فى "الهداية" و"النهاية"، ومعنى قوله: خلافة عنه ابتداء بدلا عنه، لا أن يثبت للوكيل، ثم ينتقل إلى الموكل، كذا في "الكفاية".

فى الْعَيبِ وكُلُّ عَقد يُضِيفُه الوكيلُ إلى مُوكَله كَالنكَاحِ والخُلْعِ والصُلحِ عَن دَمِ العَمَد، فإن حُقُوقَه تَتَعَلَّقُ بِالْمَهِرِ (()، ولا يَلزَمُ وَكِيلَ فإن حُقُوقَه تَتَعَلَّقُ بِالْمَهِرِ (()، ولا يَلزَمُ وَكِيلَ فإن حُقُوقَه تَتَعَلَّقُ بِالْمَهِ وَإِذَا طَالَبَ الْمُوكِلُ المُشتَرِى بِالثَمن، فلَه أَن يَمنَعَه إيّاهُ (()، فإن دَفَعَه إَلَيه (() الْمَوكِيلُ المُشتَرِى بِالثَمن، فلَه أَن يَمنَعَه إيّاهُ (()، فإن دَفَعَه إَلَيه (() جَالاً بِشراء شيء، فلا بُد من تَسمية جَازَ (()، ولَم يَكُن للوكيلِ أَن يُطَالِبه ثَانيًا (()، ومَن وَكُل رَجَلا بِشراء شيء، فلا بُد من تَسمية جنسه وصِفَتِه (() ومَبلَغ ثَمَنِه إلا أَن يُوكَلَه وَكَالَةً عَامّة (()، فيقُولُ: ابتَعْ لِي مَا رَأيتَ (()، وإذَا

(٣) الموكل.

(٥) قوله: "ولم يكن للوكيل . . إلغ" لأن نفس الثمن المقبوض حق الموكل ، وقد وصل إليه ، و لا فائدة فى الأخذ منه ، أى من الموكل ، ثم الدفع إليه أى إلى الوكيل ، ولهذا لو كان للمشترى على الموكل دين يقع المقاصة ، ولو كان له أى للمشترى عليهما ، أى على الوكيل والموكل دين يقع المقاصة بدين الموكل أيضًا ، دون دين الموكل أيضًا ، دون دين الوكيل ، وبدين الوكيل إذا كان وحده يقع المقاصة عند أبى حنيفة ومحمد ؛ لما أنه أى الوكيل يملك الإبراء عنه ، أى عن الثمن عندهما ، ولكنه يضمنه ، يعنى الثمن للموكل فى الفصلين ، أى فصلى المقاصة والإبراء ، كما فى "الهداية" و "الجوهرة" . ولا يجوز للوكيل الإبراء عن الثمن فى قول أبى يوسف ؛ لأنه تصرف فى ملك الغير ، إذ الثمن ملك المؤكل ، كذا فى "الكفاية" .

(٦) قوله: فلا بد من تسمية جنسه . . . إلخ ليصير الفعل معلومًا ، فيمكنه الائتمار ، أما تسمية جنسه فقوله : عبد أو جارية ، وأما صفته فقوله : حبشى ، أو تركى ، أو مولد ، والمراد بالصفة ههنا النوع ، ولو لم يذكر النوع ، وذكر الثمن ، فقال : اشتر لى عبدًا بمائة درهم جاز ، وهو معنى قوله : أو جنسه ومبلغ ثمنه ، وإن كان لفظا تجمع أجناسًا كدابة ، أو ثوب ، أو رقيق ، فإنه لا تصح الوكالة ، وإن بين الثمن حتى يبين النوع مع الثمن ، وكذا ما كان في معنى الأجناس كالدار لا يصح فيه التوكيل ، وإن بين الثمن ؛ لأن بذلك الثمن يؤخذ من كل جنس ، فلا يدرى مراد الآمر لتفاحش الجهالة ، بل لا بد أن يبين الجنس والصفة ، أو الجنس ومقدار الثمن ، وإن كان الاسم يجمع أنواعًا لا أجناسًا كالعبد والجارية ، فإنه يصح ببيان الثمن أو النوع ؛ لأن بتقدير الثمن يصح ؛ لأنه يشمل وبذكر النوع تقل الجهالة ، مثل أن يوكله بشراء عبد أو جارية ، ولو لم يذكر نوعًا ولا ثمنًا لم يصح ؛ لأنه يشمل أنواعًا ، فإن بين الثمن ، وهذا إذا لم يوجد بهذا الثمن من كل نوع ، أما إذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ ، ولو قال : اشتر لى ثوبًا ، أو دابة ، أو دارًا ، فالوكالة باطلة كل نوع ، أما إذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ ، ولو قال : اشتر لى ثوبًا ، أو دابة ، أو دارًا ، فالوكالة باطلة كل نوع ، أما إذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ ، ولو قال : اشتر لى ثوبًا ، أو دابة ، أو دارًا ، فالوكالة باطلة كل نوع ، أما إذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ ، ولو قال : اشتر لى ثوبًا ، أو دابة ، أو دارًا ، فالوكالة باطلة كل نوع ، أما إذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ ، ولو قال : اشتر لى ثوبًا ، أو دابة ، أو دارًا ، فالوكالة باطلة كل نوع ، أما إذا وجد لا يجوز عند بعض المشايخ و كل نوع ، أما إذا و كل يوبي المناسلة على المناسلة عند بعض المشايخ و كل نوع ، أما إذا و كل المناسلة عند بعض المشايخ و كل نوع ، أما إذا و كل يوبي المناسلة عند بعض المشايخ و كل نوع ، أما إذا و كل يجوز عند بعض المشايخ و كل نوع ، أما إذا إذا بي كل يوبي كل يوبي المناسلة عند بعض المناسلة على المناسلة على المناسلة على المناسلة عند المناسلة عن

<sup>(</sup>۱) قوله: "فلا يطالب [على صيغة المجهول]... إلخ" لأن الوكيل في هذه العقود سفير محض، ألا ترى أنه لا يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل، ولو أضافه إلى نفسه كان النكاح له، فصار كالرسول، وهذا أى كونه كالرسول؛ لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب؛ لأنه إسقاط، فيتلاشى، فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره، فكان سفيرًا، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٢) قوله: "" فله أن يمنعه" لأنه أجنبي عن العقد وحقوقه لما أن الحقوق إلى العاقد، كذا في "الهداية" و"الجوهرة".

<sup>(</sup>٤) قوله: "جاز" قال في "نتائج الأفكار": هـذا في غير الصـرف، وأمـا في الصـرف فقبض الـموكل الموكل لم يجز، فكذا إذا ثبت له حق القبض وقبض الموكل.

## اشتَرَى الوَكِيلُ، وقَبَضَ المَبِيعَ، ثمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيبٍ، فلَه أَن يَرُدَّه بالعَيبِ (۱) ما دَامَ المَبِيعُ في يَدِه، فإن سَلَّمَه إلى المُوكِيلُ (۲) مِعَدَ الصَرفِ والسَلَم (۱) يَدِه، فإن سَلَّمَه إلى المُوكِيلِ لَم يَرُدَّه إلا بِإذنِه (۲)، ويجُوزُ التَوكِيلُ (۲) بِعَقدَ الصَرفِ والسَلَم (۱)،

للجهالة الفاحشة، فإن الدابة في حقيقة اللغة اسم لما يدب على وجه الأرض، قال الله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابّة في الأرْض إلا عَلَى الله رِزْقُهَا ﴾ وفي العرف يطلق على الخيل والبغال والحمير، فقد جمع أنواعًا، وكذا الثوب يتناول القطن والكتان والحرير والصوف، ولهذا لا يصح تسميته مهرًا، وكذا الدار في معنى الأجناس، لأنها يختلف المختلاف الأغراض والمحال والجيران والبلدان، ولهذا لو تزوج على دار لم تكن تسميته صحيحة، فإن سمى جنس الدار وثمنها، أو نوع الدابة وثمنها، بأن قال: حمار أو نوع الثوب، بأن قال: هروى أو مروى، جاز استحسانًا، لأن النبي في أعطى عروة دينارًا وأمره أن يشترى له شأة، فذكر الجنس والثمن، وسكت عن ذكر الصفة، وإن قال: اشتر لى شأة أو عبدًا، ولم يذكر ثمنًا، ولا صفة، فالوكالة باطلة، وما اشتراه الوكيل فهو لنفسه، ولو قال: اشتر لى ثوبًا بعشرة دراهم، لم يجز حتى يسمى نوعه، فيقول: هرويا أو مرويا، لأن الثوب يقع على أجناس مختلفة كالقطن والصُفوف والكتان، فلا يصير ذلك معلومًا بقدر الثمن؛ لأنه قد يوجد في كل أجناس الثياب ما يتقدر بذلك الثمن، كذا في "الجوهرة النيرة".

(٧) قوله: "وكالة عامة. . . إلخ" لأنه فوض الأمر إلى رأيه أى رأى الوكيل، فأى شىء يشتريه يكون متمثلاً لأمر الموكل، فيقع عن الموكل، والأصل فيه أى في باب الوكالة أن الجهالة اليسيرة تحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانًا؛ لأن مبنى التوكيل على التوسعة؛ لأنه أى الوكالة استعانة، وفي اعتبار هذا الشرط أى بيان الوصف بعض الحرج، وهو مدفوع شرعًا، كذا في "الهداية" و "الجوهرة".

- (٨) من الرأي، لا من الرؤية.
- (١) قوله: "فله أن يرده. . . إلخ" لأن الرد بالعيب من حقوق العقد، وهي كلها إليه، أي إلى الوكيل . (الجوهرة)
- (٢) قوله: "لم يرده إلا بإذنه [الموكل]" لأنه انتهى حكم الوكالة؛ ولأن فيه إبطال يده الحقيقية، فلا يتمكن منه إلا بإذنه، وقيد بالعيب لأنه لو وكله ببيع متاعه فباع فاسدًا، وسلّمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل، فله أن يفسخ البيع، ويسترد الثمن من الموكل بغير رضاه لحق الشرع. (الفتح والجوهرة)
- (٣) قوله: "ويجوز التوكيل" لأنه عقد يملكه الموكل بنفسه، فيجوز التوكيل به، والمراد بالسلم الإسلام، وهو أن يوكل رجلا ليقبل له السلم، ويقبض له وهو أن يوكل رجلا ليقبل له السلم، ويقبض له الثمن، فإنه لا يجوز توكيله؛ لأن الوكيل إذا قبض رأس المال يبقى المسلم فيه في ذمة الوكيل، وهو مبيع، ويكون رأس المال للموكل، وهو ثمنه، ولا يجوز لإنسان أن يبيع ماله بشرط أن يكون الثمن لغيره، كما في بيع العين، وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدًا لنفسه، فيجب المسلم فيه في ذمته، ورأس المال مملوك له، وإذا سلمه إلى الآمر على وجه التمليك منه، كان قرضًا، نعم يجوز توكيل المسلم إليه بدفع المسلم فيه. (الجوهرة والعيني والفتح)
- (٤) قوله: "بعقد الصرف والسلم" إنما يجوز التوكيل من رب السلم، أما من قبل المسلم إليه لا يجوز ؟ لأنه توكيل بشغل ذمة الوكيل، ويكون الثمن لي، أي للمسلم إليه، وهذا لا يجوز ؟ لأن الثمن يكون للذي شغل ذمته، لا لغيره، فإن قيل : يشكل بالذي وكل بالشراء ولم يدفع الثمن إلى الوكيل يصير كأنه قال : بكون ذمتك صار مشغو لا يكون المشتري لي.

قلنا: بيع السلم على خلاف القياس؛ لأن الأصل أن يكون المبيع موجودًا، ففي السلم جوز وإن كان المبيع معدومًا، فيكون السلم على خلاف القياس من جانب المسلم إليه لا من جانب رب السلم، فيقتصر على مورد فإن فَارَقَ الوكيلُ صَاحِبَه قَبلَ القَبضِ بَطَلَ الْعَقدُ (')، ولا يُعتَبرُ مُفَارَقَةُ الْمُوكَلِ ('')، وإذَا دَفَعَ الوكيلُ بالشرَاء الثَمَنَ من مَالِه، وقَبَضَ السَمبِيع، فلَه أن يَرجِع بِه عَلَى السَمُوكَلِ ('')، فإن هَلكَ السَمبِيعُ في يَدِه قَبلَ حَبسِه، هَلكَ من مَالِ السَمُوكَلِ ('')، ولَم يَسقُط الثَمَنُ ('')، وله أن يَحبِسَهُ السَمبِيعُ في يَدِه قَبلَ حَبسَه، هَلكَ من مَالِ السَمُوكَلِ ('')، ولَم يَسقُط الثَمنَ ('')، وله أن يَحبِسَهُ حَتّى يَستَوفِي الثَمنَ (۱')، فإن حَبسَهُ ('') فهَلكَ في يَدِه (^'كَانَ مَضمُونًا (۱') ضَمانَ الرَهنِ عِندَ أبي يُوسنُفَ رَحِمَهُ اللهُ ('')، وضَمَانَ البَيعِ عِندَ مُحَمّد رَحِمَهُ اللهُ ('')، وإذَا وَكُل رَجلٌ رَجُلينِ،

الشرع، وهو عدم الوكالة، فلا يجوز، وأما التوكيل بالشراء، فيجوز؛ لأنه على وفاق القياس، وإن كان لا يشغل؛ لأن المشترى موجود. (الفاتح)

- (١) قوله: "بطل العقد" لوجود الافتراق من غير قبض، هذا إذا كان الموكل غائبًا عن مجلس العقد، وأما إذا كان حاضرًا في مجنس العقد يصير كأن الموكل صارف بنفسه، فلا يعتبر مفارقة الوكيل، كذا في "النهاية".
- (٢) قوله: "و لا يعتبر مفارقة الموكل" لأنه ليس بعاقد، والمستحق بالعقد قبض العاقد، وهو الوكيل، فيصح قبضه، وإن كان لا يتعلق به الحقوق كالصبى والعبد المحجور عليه بخلاف الرسول؛ لأن الرسالة في العقد لا في القبض، وينتقل كلامه إلى المرسل، فصار قبض الرسول قبض غير العاقد، فلم يصح قبض الرسول؛ لأنه ليس بعاقد. وقال في "المستصفى": قوله: ولا تعتبر مفارقة الموكل إنما لا تعتبر إذا جاء بعد البيع قبل القبض، أما إذا جاء في مجلس عقد الوكيل، فإنه ينتقل العقد إلى الموكل، ويعتبر مفارقة الموكل؛ لأنه إذا كان حاضراً في المجلس يصير كأنه صارف بنفسه، فلا يعتبر مفارقة الوكيل بعد ذلك. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "فله أن يرجع به على الموكل" وإنما كان له أن يدفع الثمن من ماله؛ لأن الثمن متعلق بذمته، فكان له أن يخلص نفسه منه، وإنما رجع به على الموكل؛ لأنه هو الذي أدخله في ذلك. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "هلك من مال الموكل" لأن يده كيد الموكل، فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضًا بيده، ولأنه أي الوكيل عامل له، فيصير الموكل قابضًا بقبضه حكمًا. (الجوهرة والعيني على "الكنز" والفتح)
  - (٥) فيرجع الوكيل على الموكل.
- (٦) قوله: "وله [أو للوكيل] أن يحبسه [لأنه بمنزلة البائع في حق الحبس] حتى يستوفى الثمن سواء كان نقد الثمن، أو لم ينقده، وقال زفر رحمه الله: ليس له أن يحبسه؛ لأن قبضه كقبضه، فكأنه سلمه، فيسقط الحبس به، وبه قالت الثلاثة. لنا: أن الوكيل بمنزلة البائع من الموكل، فكان حبسه لاستيفاء الثمن، فكما أن للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى من الموكل، وهذا أي يحبس المبيع حتى يستوفى من الموكل، وهذا أي حبس الوكيل المبيع من الموكل إذا كان الثمن حالا، فإن اشتراه بثمن مؤجل تأجل في حق الموكل أيضاً، بخلاف ما إذا اشتراه بنقد ثم أجله البائع، كان للوكيل أن يطالبه به حالا. (الجوهرة والفتح والعيني على "الكنز")
  - (٧) المبيع .
  - (٨) أي الوكيل.
  - (٩) حتى لو كان فيه وفاء بالثمن يسقط، وإلا رجع بالفضل على الموكل.
- (١٠) قوله: "ضمان الرهن عند أبي يوسف" لأنه مضمون عليه بالحبس مع ثبوت حق الحبس له، فأشبه الرهن، ومعنى قوله: ضمان الرهن عند أبي يوسف، أي يعتبر الأقل من قيمته، ومن الدين، وهو الثمن، كما إذا

# فَلَيسَ لأَحَدِهِمَا (١) أَن يَتَصَرّفَ فيمَا وَكّلا فِيهِ دُونَ الأَخَرِ إلا أَن يُوكّلَهُمَا بالْخُصَومَة (٢)، أو بطِلاقِ زَوجَتِه بغَيرِ عِوَضٍ، أو بِرَدّودِ يعَةٍ عِندَه، أو بِقَضَاء دَينٍ بِطِلاقِ زَوجَتِه بغَيرِ عِوضٍ (٣)، أو بعِتقِ عَبدِه بغَيرِ عِوَضٍ، أو بِرَدّودِ يعَةٍ عِندَه، أو بِقَضَاء دَينٍ

كان الثمن خمسة عشر وقيمة المبيع عشرة يرجع الوكيل بخمسة على الموكل. (الجوهرة)

(١١) قوله: "وضمان البيع عند محمد" قال في "الهداية": هو قول أبي حنيفة، وفي "الكشف": ومعنى كونه مضمونًا ضمان البيع كونه مضمونًا بالثمن قل أو كثر؛ لأن الوكيل كالبائع من الموكل، فكان حبسه لاستيفاء الثمن، فيسقط الثمن بهلاكه، وعند زفر كان البيع مضمونًا بضمان الغصب يعنى يجب مثله أو قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن الحبس منع بغير حق، قال في "العناية": فلا يرجع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر، ويرجع الموكل على الموكل إن كانت قيمته أكثر -انتهى-.

وقال الشارح تاج الشريعة: فيرجع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر، ويرجع الموكل على الوكيل إن كانت قيمته أكثر -انتهى-. وهو الظاهر عندى على كانت قيمته أكثر -انتهى-. وهو الظاهر عندى على قول زفر، كذا في "نتائج الأفكار"، أقول: وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان الثمن خمسة عشر، وقيمة المبيع عشر يرجع الوكيل بخمسة على الموكل عند من يقول: بضمان البيع، ولو كان الثمن عشرة، وقيمة المبيع خمسة عشر يرجع الموكل بخمسة على الوكيل عند من يقول: بضمان الرهن أو البيع -فافهم- والله أعلم.

(۱) قوله: "فليس لأحدهما . . . إلخ" هذا إذا وكلها بكلام واحد، بأن قال : وكلتكما ببيع عبدى هذا، أو بخلع امرأتي هذا، أما إذا وكلهما بكلامين كان لكل واحد منهما أن ينفرد في التصرف، كذا في "الجوهرة" و"الفتح" وغيرهما .

(٢) قوله: "إلا أن يوكلهما بالخصومة ... إلغ" فإنه يجوز أن ينفرد به أحدهما لعدم الفائدة في اجتماعهما على ذلك؛ لأن الاجتماع في الخصومة متعذر للإفضاء إلى الشغب في مجلس القضاء؛ ولأنهما إذا اشتركا في الخصومة لم يفهما، فيقوم أحدهما فيها مقام الآخر إلا إذا انتهيا إلى قبض المال، فلا يجوز القبض حتى يجتمعا عليه. وأما طلاق زوجته بغير عوض وعتق عبده بغير عوض ورد الوديعة وقضاء الدين، فأشياء لا تحتاج إلى الرأى، بل هي تعبير محض فعبارة الاثنين والواحد فيه سواء بخلاف ما إذا قال لهما: طلقاها إن شئتما، أو أمرها بأيديكما، فإن أحدهما إذا طلق وأبي الآخر لم يقع حتى يجتمعا على الطلاق بفعلهما؛ لأنه تفويض إلى رأيهما، ولأنه على الطلاق بفعلهما؛ لأنه تفويض إلى رأيهما، طلقها الآخر طلقتين، لم يقع شيء حتى يجتمعا على ثلاث، كذا في "النهاية". (الجوهرة)

(٣) قوله: "أو بطلاق زوجته . . . إلخ" يعنى زوجة بعينها، أو عبداً بعينه ؛ لأن ذلك لا يحتاج إلى الرأى أما إذا وكلهما بطلاق زوجته بغير عينها، أو بعتق عبد بغير عينه، لم يجز حتى يجتمعا على ذلك ؛ لأن هذا يرجع فيه إلى الرأى ؛ لأن له غرضًا في إخراج زوجة دون زوجة ، وعبد دون عبد ، فلم يكن لأحدهما أن ينفرد بذلك دون صاحبه ، وكذا إذا وكلهما بعتق عبد بعينه على مال ، أو خلع زوجته ؛ لأن ما طريقه العوض يحتاج فيه إلى الرأى ، وإن كان له على رجل دين ، فوكل رجلين بقبضه ، فليس لأحدهما أن يقبضه دون الآخر ؛ لأنه رضى برأيهما ، ولم يرض برأى أحدهما والشيء يختلف باختلاف الأيدى ، وقيد الوديعة بالرد ؛ لأنه إذا وكلهما بقبضها ليس لأحدهما أن ينفرد بالقبض ، كذا في "الذخيرة" .

قال محمد رحمه الله في "الأصل": إذا قبضها أحدهما بغير إذن صاحبه ضمن؛ لأنه شرط اجتماعهما، وهو محكن وله فيه فائدة؛ لأن حفظ اثنين أنفع، فإذا قبض أحدهما صار قابضًا بغير إذن المالك، فيضمن، وأما إذا قبض عَلَيه، وليَسَ للوكيلِ أَن يُوكّلَ فيمَا وُكّلَ به (۱) إلا أن يَأذَن لَه السمُوكّلُ، أو يَقُول لَه: اعمَل بِرَأيك، فإن وكّلَ بِغَيرِ إذن مُوكّله، فعَقَدَ وكيلُه بحضرَته (۲) جَازَ (۲) وإن عَقدَ بِغيرِ حَضرَته فأجَازَهُ الوكيلُ الأوكيلُ الأوكيلُ الأوكيلُ الأوكيلُ الأوكيلُ الأوكيلُ الأوكيلُ الأوكيلُ المَيبلُغةُ العَزلُ، فهُوعَلَى وكَالَتِه، وتَصرّفُه جَائِزٌ حَتّى يَعلَمَ (۱) وتَبطُلُ الوكالَةُ (۱) بِمَوتِ المُوكِلِ (۱) وجُنونِه بإذن صاحبه لا يضمن. (الجوهرة)

(۱) قوله: "وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به" لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل؛ ولأنه لا يستفاد بمقتضى العقد مثله؛ ولأنه رضى برأيه والناس متفاوتون في الآراء إلا أن يأذن له الموكل، يعنى إذا أذن له الموكل جاز؛ لأنه رضى بذلك، أو يقول له: اعمل برأيك لإطلاق التفويض إلى رأيه، ثم إذا أذن له الموكل، أو قال له: اعمل برأيك فوكل وكيلا كان الوكيل الثانى وكيلا عن الموكل حتى لا يملك الوكيل الأول عزله، وكذا لا ينعزل بموت الوكيل وينعز لان جميعًا بموت الموكل الأول، كذا في "الهداية"، وفي الفتاوى: إذا وكل رجلا وفوض إليه الأمر، فوكل الوكيل رجلا صح توكيله، وله عزله، أما لو قال له الموكل: وكل فلانًا، فوكله الوكيل لا يملك عزله إلا برضاء الموكل الأول، كذا في "الجوهرة النيّرة".

(٢) قوله: "فعقد وكيله. . . إلخ" قيد بالعقد حتى لو وكله بالطلاق أو بالعتاق، ولم يأذن له، فوكل الوكيل غيره بذلك، فطلق الوكيل الثاني، أو أعتق بحضرة الوكيل الأول، لا يقع الطلاق والعتاق؛ لأن توكيله للأول كالشرط، فكأنه على الطلاق وعلما الأول، فلا يقع بدون الشرط؛ لأن الطلاق والعتاق معلقان بالشروط، بخلاف البيع، ونحوه فإنه من الإثباتات، فلا يحتمل التعليق بالشرط. (الجوهرة)

(٣) قوله: "جاز" لأن المقصود أى مقصود الموكل حضور رأى الوكيل الأول، وقد حضر رأيه، وتكلموا فى حقوقه، يعنى إذا باع بحضرة الأول حتى جاز فالعهدة على من يكون، لم يذكره محمد فى "الجامع الصغير"، وتكلم المشايخ فى ذلك، فقال البقالى: على الأول؛ لأن الموكل إنما رضى بلزوم العهدة على الأول، وقال فى "العيون" وقاضى خان: على الثانى، إذ السبب وهو العقد وجد من الثانى دون الأول. (الجوهرة النيرة مع التصوف)

(٤) قوله: "جاز" إنما ذلك في البيع، أما لو اشترى فالشراء ينفذ على الوكيل، وفي "الهداية": إذا عقد في حال غيبته لم يجز؛ لأنه فاته رأيه إلا أن يبلغه، فيجيزه، وكذا لو باع غير الوكيل، فأجازه جاز، لأنه حضره رأيه. (الجوهرة)

(٥) قوله: "وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة [متى شاء. (ج)]" لأن الوكالة حقه، فله أن يبطله إلا إذا تعلق به حق الغير، فإنه لا يملك عزله بغير رضى من له الحق، كما لو وضع الرهن عند عدل وسلّطه على بيعه عند محل الأجل، ثم عزله الراهن، لم يصح عزله إذا كانت الوكالة مشروطة في الرهن، كذا في "الجوهرة")

(٦) قوله: "حتى يعلم" لأن ألعزل نهى والأوامر والنواهى لا يثبت حكمه بعد العلم بها قيد بالوكيل؛ لأن
 عزله يصح بلا علمه. (الجوهرة وغيرها العينى والفتح)

(٧) قوله: "وتبطل الوكالة. . . إلخ" لأن التوكيل تصرف غير لازم -إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده على التراخى من الجانبين، وههنا ليس كذلك؛ لأن كلا منهما منفرد في فسخها، فإن للوكيل أن يمنع نفسه عن الوكالة، وللموكل أن يمنع الوكيل عنها- فيكون لدوام التوكيل حكم ابتداءه، فلا بد من قيام الأمر أي أمر الموكل

مختصر القدورى كتاب الوكالة جُنونًا مُطبَقًا، ولِحَاقِه بِدارِ الحَربِ مُرتَدًا، وإذَا وَكلَ السُكاتَبُ رَجُلا، ثُمّ عَجَزَ، أو المَأذُونُ لَه فَحُجِرَ عَلَيه، أو الشَريكَانِ (٢) فَافتَرَقَا، فهَذِهِ الوُجُوهُ كُلَّهَا تُبطِلُ الوَكَالَةَ (٦)، عَلِمَ الوكيلُ أولَم يَعلَم .

وإذَا مَاتَ الوَكِيلُ، أو جُنَّ جُنُونًا مُطبَقًا بَطلَت (١) وَكَالَتُه، وإن لَحقَ بدَار الحَرب مُرتَدًا لم يَجُزلَه التَصَرّفُ (٥) إلا أن يَعُودَ مُسلِمًا (٦)، ومَن وَكَلَ رَجُلا بشَيءٍ، ثُمّ تَصَرّفَ المُوكّلُ

بالتوكيل، وقد بطل بهذه العوارض من الموت والجنون والارتداد، وشرط أن يكون الجنون مطبقًا؛ لأن قليله بمنزلة الإغماء وحدالمطبق شهر عند أبي يوسف -وأبي حنيفة في رواية أبي بكر الرازي- اعتبارًا بما يسقط به الصوم، وعنه أي وعن أبي يوسف أكثر من يوم وليلة؛ لأنه يسقط به الصلوات الخمس، فصار كالميت.

وقال محمد: حول كامل؛ لأنه يسقط به جميع العبادات فقدر به احتياطًا، قال المشايخ: الحكم المذكور في اللحاق قول أبي حنيفة؛ لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده، فكذا وكالته، فإن أسلم نفذ وإن قتل أو لحق بدارالحرب بطلت الوكالة، فأما عندهما تصرفاته نافذة، فلا يبطل وكالته، إلا أن يموت أو يقتل على ردته، أو يحكم بلحاقه، وإن كانت لموكلته امرأة، فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب؛ لأن ردتها لا تؤثر في عقودها، كذا في "الهداية".

(٨) قوله: "بموت الموكل. . . إلخ" أي تبطل إلى أخره إلاالوكالة اللازمة إذا وكّل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل، فلا ينعزل بالعزل، ولا بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء لا ينعزلان بموت الموكل، بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق مثلا.

- (١) بالبيع والشراء.
- (٢) قوله: "أو الشريكان" أي أحد الشريكين، فافترقا يعني به أنه يبطل الوكالة في حق الشريك الآخر الذي لم يوجد منه التوكيل صريحًا، وإنما صار وكيلا عنه بالشركة، فلما افترقا لم يبقَ وكيلا عنه، أما يبقى وكيلا في حق الآخر، وينبغي أن لا ينعزل فيما إذا وكل الشريكان صريحًا بافتراقهما، كذا في "الكفاية".
- (٣) قوله: "تبطل الوكالة. . . إلخ" لأن عجز المكاتب يبطل إذنه كموته، وكذا الحجر على المأذون وافتراق الشريكين يبطل إذن كل واحد منهما فيما اشتركا فيه؛ ولأن بقاء الوكالة يعتمد بقاء الأمر، وقد بطل بالعجز والحجر والافتراق، ولا فرق بين العلم وعدمه؛ لأن هذا عزل حكمي، فلا يتوقف على العلم كالموت، كذا في
  - (٤) قوله: "بطلت" لأنه لا يصح فعله بعد جنونه وموته. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "لم يجز له التصرف [لأن التباين يمنع من استيفاء مقاصد العقد. (الفاتح)]" هذا إذا حكم القاضي بلحاقه بدار الحرب، وذكر شيخ الإسلام في "المبسوط" : وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتداً، فإنه لاينعزل عن الوكالة عندهم جميعًا ما لم يقض القاضي بلحاقه ، كذا في "الكفاية" .
- (٦) قوله: "إلا أن يعود مسلمًا" يعني قبل الحكم بلحاقه، معناه لحق الوكيل بدار الحرب، ولم يقض القاضي بلحاقه حتى عاد مسلمًا، فإنه يعود وكيلا إجماعًا، وإن قضي القاضي بلحاقه ثم عاد مسلمًا، فعند أبي يوسف: لا يعود، وعندمحمد: يعود، -فافهم-. (الجوهرة وغيرها)

بنَفسه فيما وَكُل بِه، بَطَلَت الوَكَالَةُ (١) والوَكيلُ بالبَيع والشرَاء (٢) لا يجُوزُله أن يَعقِدَ عِندَ أبي حَنيفَة رَحمَهُ اللهُ مَعَ أبيه وجَدِّه ووَلَده ووَلَد ولده وزَوجَته وعَبده ومُكاتَبه .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: يَجُوزُ بَيعُهُ منهُم بَثْلِ القِيمَة إلا فِي عَبدِه ومُكاتَبِه، والوَكيلُ بالبَيع يَجُوزُ بَيعُهُ (") بالقَلِيلِ والكَثِيرِ عِندَ أبى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى . وقَالا: لا يَجُوزُ بَيعُه بنُقصَان لا يَتَغَابَنُ النَّاسُ في مثله ()، والوكيلُ بالشرَاء يَجُوزُ (٥)

(١) قوله: "بطلت الوكالة" لأنه إذا تصرّف فيما وكّل به تعذّر تصرف الوكيل فيه بعد ذلك، قال في "الهداية": وهذا اللفظ أي وكّل رجلا بشيء ثمّ تصرّف الموكل الخينتظم وجوها مثل أن يوكله بإعتاق عبده، أو بكتابته، فأعتقه أو كاتبه الموكل بنفسه، أو يوكله بطلاق امرأته، أو بشراء شيء، فيفعله بنفسه، أو يوكله بطلاق امرأته فيطلقها الزوج ثلاثًا أو واحدة، وانقضت عدتها؛ لأنها إذا لم تنقض يجوز للوكيل أن يطلقها أيضًا.

أما إذا انقضت فلا يجوز له ذلك، وكذا إذا وكله بالخلع، فخالع بنفسه، فإن الوكيل ينعزل في هذه الصور كلها لتعذر التصرف بعد تصرف الموكل، وعلى هذا من وجوه ذكرها في "الجوهرة النيّرة".

(۲) قوله: "والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد عند أبى حنيفة مع أبيه وجده. . . إلخ" وكذا من لا
 تجوز شهادته له؛ لأن الوكيل مؤتمن، فإذا باع من هؤلاء، لحقته تهمة، لأن المنافع بينه وبين هؤلاء متصلة .

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا في عبده ومكاتبه؛ لأن التوكيل مطلق، ولا تهمة؛ لأن الأملاك متباينة بخلاف العبد؛ لأنه بيع من نفسه؛ لأن ما في يد العبد للمولى، وكذا للمولى حق في كسب المكاتب، وينقلب حقيقة بالعجز.

وفي قوله: "بمثل القيمة" إشارة إلى أنه لا يجوز عندهما أيضاً في الغبن اليسير، وإلا لم يكن للتخصيص فائدة، كذا في "النهاية"، لكن ذكر في "الذخيرة": أن البيع منهم بالغبن اليسير يجوز عندهما.

قال في "الذخيرة": الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا تقبل شهادته له، إن كان بأكثر من القيمة، يجوز بلا خلاف، وإن كان بأقل بغبن فاحش، لا يجوز بلا خلاف، وإن كان بغبن يسير لا يجوز عنده، وعندهما: يجوز، وإن كان بغبن يسير لا يجوز عنده، وعندهما: يجوز، وإن كان بغبن القيمة، فعن أبى حنيفة روايتان، ولو أمره الموكل بالبيع من هؤلاء، أو قال له: بع ممن شئت، فإنه يجوز بيعه من هؤلاء بالإجماع إلا أن يبيعه من نفسه، أو من ولده الصغير، أو من عبده لا دين عليه، فإنه لا يجوز ذلك قطعًا، وإن صرّح الموكل له بذلك، كذا في "الجوهرة".

(٣) قوله: "يجوز بيعه [كذا بالعروض]. . . إلخ" لأن أمره بالبيع عام، ومن حكم اللفظ أن يحمل على عمومه، وهذا عند أبي حنيفة، والخلاف في الوكالة المطلقة عما إذا قال: بعه بمائة أو بألف لا ينقص بالإجماع.

وقالا: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله، ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير؛ لأن مطلق الأمر يتعلق بالتعارف، وهي البيع بثمن المثل أو بالنقود؛ ولأن البيع بغبن فاحش هبة من وجه؛ لأنه إذا حصل من المريض كان معتبرًا من الثلث إلا أن أبا حنيفة يقول: هو مأمور بمطلق البيع، وقد أتى ببيع مطلق؛ لأن البيع اسم مبادلة مال بمال، وذلك يوجد بالبيع بالعروض، كما يوجد في البيع بالنقود. (الجوهرة)

(٤) قوله: "لا يتغابن الناس في مثله" والمراد بالتغابن الخداع، وقولهم: لا يتغابن الناس فيه معناه لا يخدع بعضهم بعضا بفحشه، وقولهم يتغابن الناس فيه، أي يخدع بعضهم بعضا لقلته. (فتح المعين على ملا مسكين رحمه الله تعالى)

عَقدُهُ عِثلِ القِيمَةِ وزِيادَة يَتَغَابَنُ النَاسُ في مِثلهَا، ولا يَجُوزُ بِمَا لا يَتغَابَنُ النّاسُ في مِثله، والدَّى يَتَغَابَنُ النّاسُ في مِثله، والدَّى يَتَغَابَنُ النّاسُ فيه ما لا يَد حُلُ (') تَحتَ تَقوِمِ المُقَوِّمِينَ (٢)، وإذَا ضَمِنَ الوَكيلُ بِالبَيعِ الشَّمَنَ عَنِ السَّمُ بَتَاعِ (٣)، فَضَمَانُهُ بَاطِلٌ (١)، وإذَا وَكَلَهُ ببَيعِ عَبده، فبَاعَ نِصفَه جَازَ عِندَ أبى حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (٥)، وإن وَكَلَهُ بشِراءِ عَبد، واشتَرَى نِصفَهُ، فالشراءُ مَوقُوفٌ (١)، فإن

(۱) قوله: "ما لا يدخل" لأن ما يدخل تحت تقويمهم زيادة غير متحققة؛ لأنه قد يقومه إنسان بتلك الزيادة، وإن لم تكن متحققة عفى عنها، قال الخجندى: الذى يتغابن الناس فى مثله نصف العشر، أو أقل منه، وإن كان أكثر من نصف العشر فهو مما لا يتغابن الناس فيه، وقال نصير بن يحيى: قدر ما يتغابن الناس فيه فى العروض ده أكثر من نصف العشر، وفى الحيوان ده يازده، وهو العشر، وفى العقار ده دوازده، وهو الخمس، ومعناه أن فى العروض فى عشرة دراهم نصف درهم، وفى الحيوان فى العشرة درهم، وفى العقار فى العشرة درهمان، وما خرج من هذا فهو مما لا يتغابن فيه، ووجه ذلك أن التصرّف يكثر وجوده فى العروض، ويقل فى العقار، ويتوسط فى الحيوان، وكثرة الغبن لقلة التصرف، كذا فى "الجوهرة".

وقال المحقق الطائي في "شرح الكنز": لو قومه عدل بعشرة، وآخر بثمانية، وآخر بسبعة، فما بين السبعة والعشرة داخل تحت تقويم المقومين، وما لا يدخل تحت تقويهم، فهو غبن فاحش.

(٢) قوله: "تحت تقويم المقومين" حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة، وفي الحيوانات عشر القيمة، وفي الحيوانات عشر القيمة، وفي العقار خمس القيمة، وفي الدراهم ربع عشر القيمة، وقد مرّ بعضه في الحاشية السابقة، وهذا إذا كان سعره غير معروف بين الناس، ويحتاج إلى تقويم المقومين، وأما إذا كان معروفًا كالخبز واللحم والجوز والجبن، لا يعفى فيه الغبن، وإن قلّ، ولو كان فلسًا واحدًا، وبه يفتى. (العيني والفتح)

(٣) أي عن المشتري

(٤) قوله: "فضمانه باطل" لأن حكم الوكيل إذا باع أن يكون أمينا فيما يقبضه من الثمن، فلم يجز نفى موجب القبض من كونه أمينا فيه، فصار كما لو شرط على المودع ضمان الوديعة، لم يصح، كذا هذا، وكذا لو كان الآمر احتال بالثمن على الوكيل على أن يبرئ المشترى منه، كانت الحوالة باطلة، والمال على حاله على المشترى، كذا في "الجوهرة".

 (٥) قوله: "جاز عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى" وكذا إذا باع جزءً منه معلومًا غير النصف، مثل الثلث أو الربع، فإنه يجوز عند أبى حنيفة سواء باع الباقى منه أو لم يبعه؛ لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع، ألا ترى أنه لو باع الكل بنصف الثمن جاز عقده، فإذا باع النصف به أولى.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز لما فيه من ضرر الشركة، وهي عيب تنقص به القيمة، ولا يدخل تحت الأمر المطلق، فلا يجوز إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما، أو يجيزه الآمر، وبقولهما قالت الثلاثة، وهو استحسان، والقياس ما قاله أبو حنيفة رحمه الله.

وقال المحقق الطائي: الفتوى على قول أبى حنيفة رحمه الله، وإنما قيّد بالعبد لأنه إذا باع نصف ما وكل به، علم

<sup>(</sup>٥) قوله: "يجوز عقده... إلخ" قال الإمام خواهر زاده: هذا فيما ليس له قيمة معلومة عند أهل ذلك البلد، فأما ماله قيمة معلومة عندهم كالخبز واللحم إذا زاد الوكيل بالشراء على ذلك، لا يلزم الآمر، قلّت الزيادة أو كثرت، كذا في "الشاهان". (الجوهرة)

اشترى بَاقِيَهُ لَزِمَ المُوكَلُ (١)، وإذَا وكَلُهُ بشراء عَشَرَةِ أَرطَالِ لَحمٍ بِدرهمٍ (٢)، فاشتَرَى عِشرِينَ رِطلا بِدَرهَمٍ من لَحمٍ يُبَاعُ مِثلُه عَشَرَةَ أَرطَالٍ بدرهم، لَزِمَ المُوكَلِّ مِنهُ عَشَرَةٌ بنِصفِ درهَمٍ (٢) عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى .

وقَالا رَحِمَهُ مَا اللهُ: يَلزَمُهُ العِشرُونَ (٤)، وإن وَكَلَه بِشرَاءِ شَيء بِعَينِه، فليسَ لَه أن يَشتَرِيه لِنَفسِه (٥)، وإن وَكَلَه بِشرَاءِ عَبد بِغَيرِ عَينِه (٢)، فاشتَرَى عَبدًا، فهُوَ للوَكِيلِ، إلا أن

وليس في تفريقه ضرر كالكيلي والوزني والعددي المتقارب، جاز إجماعًا. (الجوهرة وغيرها)

(٦) بالإجماع؛ لأنه وكله بشراء عبد، ونصف العبد ليس بعبد. (ج)

(۱) قوله: "لزم الموكل" لأن شراء البعض قد يقع وسيلة في الامتثال بأن كان العبد موروتًا بين جماعة، فيحتاج إلى شراء شقصًا شقصًا، فإذا اشترى الباقى قبل رد إمام البيع، تبين أنه -أى أن شراء النصف- وقع وسيلة، فينفذ على الآمر، وهذا بالاتفاق -بين أثمتنا الثلاثة - والفرق -بين البيع والشراء - لأبي حنيفة رحمه الله أن في الشراء يتحقق التهمة - فلعله اشترى النصف لنفسه - و فرق آخر أن الأمر بالبيع يصادف ملكه، فيصح فيعتبر فيه إطلاقه، والأمر بالشراء صادف ملك الغير، فلم يصح فلم يعتبر فيه التقييد والإطلاق، بل يعتبر العرف والعرف فيه أن يشترى جملة، كذا في "الهداية" و "الجوهرة".

(٢) قوله: "وإذا وكله بشراء عشرة أرطال . . . إلخ "قيد بالموزون لأنه في القيم لا ينفذ شيء على الموكل إجماعًا، فلو وكله بشراء ثوب هروى بعشرة، فاشترى له ثوبين هرويين بعشرة مما يساوى كل واحد منهما عشرة، لا يلزم الموكل ؛ لأن ثمن كل واحد منهما مجهول لا يعرف إلا بالخرز، بخلاف اللحم؛ لأنه موزون مقدر، فيقسم الثمن على أجزاءه.

قوله: فاشترى عشرين، قيّد بالزيادة الكثيرة لأن القليلة كعشرة أرطال ونصف رطل لذمة الآمر؛ لأنها تدخل بين الوزنين، فلا يتحقق حصول الزيادة. (العيني وفتح المعين)

(٣) قوله: "لزم الموكل منه. . . إلخ" لأن الوكيل يتصرف من جهة الآمر، وهو إنما أمره بعشرة، وما زاد عليها غير مأمور به، فلا يلزم الموكل، ويلزم الوكيل، ومعناه إذا كانت عشرة أرطال من ذلك اللحم تساوى قيمته درهمًا، وإنما قيد به لأنه إذا كانت عشرة فيه تساوى ذلك، نفذ الكل على الوكيل إجماعًا؛ لوجود المخالفة؛ لأن الأمر يتناول السمين، وما اشتراه مهزول، فلم يحصل به مقصود الآمر، كذا في "الجوهرة النيّرة".

(٤) قوله: "وقالا. . . إلخ" لأنه فعل ما أمر به، وزاده خيرًا، وبه قالت الثلاثة، كما إذا أمره ببيع عبده بألف، فباعه بألفين، كذا في "الفتح" و "العيني".

وفي بعض النسخ: قول محمد مع أبي حنيفة، كذا في "الهداية"، وفي شرحه أبو يوسف مع أبي حنيفة ومحمد وحده، وأما إذا اشترى مما يساوى عشرين رطلا بدرهم، فإن الوكيل يكون مشتريًا لنفسه بالإجماع؛ لأن المأمور به السمين، وهذا مهزول، فلم يحصل مقصود الآمر، كذا في "الجوهرة".

(٥) قوله: "فليس له [أى للوكيل] أن يشتريه لنفسه" سواء كان تعيينه بالإشارة أو باسمه العلم أو بالإضافة إلى مالكه، فليس للوكيل أن يشتريه لنفسه؛ لأنه بقبول الوكالة التزم أن ما يوجد من شراءه لهذا العين، فهو للموكل، فلا يتصور أن يشتريه لنفسه، بل لو اشتراه ينوى بالشراء لنفسه، وتلفظ بذلك يكون للموكل؛ لأن في الشراء لنفسه عزل نفسه عن الوكالة، وهو لا يملك عزل نفسه إلا بحضرة الموكل، وهذا إذا كان الموكل غائبًا حتى لو

يَقُولَ: نَوَيتُ الشِرَاءَ للمُوكَلِ، أَويَشتَرِيَه بَمَالِ المُوكَلِ، وَالْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلٌ بِالْقَبضِ اللهَ يَوسُفَ ومُحَمّد رَحِمَهُ مُ اللهُ تَعَالَى، وَالْوَكِيلُ بِقَبضِ الدَينِ وَكَيلٌ بِالْخُصُومَة فيه عَندَ أبى حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى (٢)، وإذَا أَقَرّ الوَكيلُ بِالْخُصُومَة عَلَى

كان حاضراً، وصرّح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه، كان المشترى له، لأن له أن يعزل نفسه بحضرة الموكل، وليس له ذلك بغير علمه؛ لأن فيه تغريراً له، بخلاف ما إذا وكله أن يزوجه امرأة معينة حيث جاز له أن يتزوج بها؛ لأن النكاح الذى أتى به الوكيل غير داخل تحت أمره؛ لأن الدخل تحت الوكالة نكاح مضاف إلى الموكل، فكان مخالفًا بإضافته إلى نفسه، فالعزل في ضمن المخالفة، وفي الوكالة بالشراء الداخل فيها شراء مطلق غير مقيد بالإضافة إلى أحد، فكل شيء أتى به لا يكون مخالفًا، نعم لو خالف في مقتضى كلام الآمر في جنس الثمن أو قدره، كان مخالفًا، ولو وكله رجل آخر بأن يشترى له ذلك الشيء بعينه، فاشتراه له، كان للموكل الأول دون الثاني؛ لأنه إذا لم يملك الشراء لغيره. (العيني والفتح وشرح إلياس)

(٦) قوله: "وإن وكله بشراء عبد بغير عينه . . . إلخ" وهي على وجوه: إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر فللآمر، وهو المراد بقوله: أو يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله ؛ لأن فيه تفصيلا أو خلافًا، وهذا بالإجماع، وإن أضافه إلى دراهم مطلقة، فإن نواها للآمر فللآمر، وإن نواها لنفسه فله ؛ لأنه المتعارف، وإن أضافه إلى دراهم مطلقة، فإن نواها للآمر فللآمر، وإن نواها لنفسه فله لتساوى الاحتمال، وإن تكاذبا في النية بحكم النقد بالإجماع ؛ لأنه دلالة ظاهرة، وإن توافقًا على أنه لم يحضره نية، قال محمد: هو للعاقد ؛ لأن الأصل أن كل واحد يعمل لنفسه، وعند أبي يوسف: بحكم النقد لما مر، كذا في "المجتبى" و"الجوهرة".

(١) قوله: "والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض . . . إلخ "خلاقًا لزفر رحمه الله، هو يقول: إنه رضى بخصومته، والقبض غير الخصومة، ولم يرض به . ولنا: أن من يملك شيئًا يملك إتمامه، وتمام الخصومة وانتهاءها بالقبض، ولأن الوكيل بالخصومة مأمور بقطعها، وهي لا تنقطع إلا بالقبض، والفتوى اليوم على قول زفر، لظهور الخيانة في الوكلاء، وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على المال .

قال في "الينابيع": وصورته: رجل وكل رجلا بأن يدعى على فلان ألف درهم له عليه بينة، ولم يزد على هذا، فأثبته الوكيل بالبينة أو بالإقرار، فإن له أن يقبضه منه، وإن لم يأمره الموكل بالقبض، واختار المتأخرون أنه لا يملك القبض إلا بالنص عليه، وهو قول زفر، قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ؛ لأن الموكل لو كان واثقاً بقبضه لنص عليه. (الجوهرة)

(٢) قوله: "عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى" حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل، أو إبراءه يقبل عنده خلافًا لهما، وعندهما لا يكون وكيلا بالخصومة؛ لأنه قد يصلح للقبض من لا يصلح للخصومة، فلم يكن رضاه بقبضه رضى بخصومته، وليس كل مؤتمن على القبض يهتدى للخصومة، ولأبى حنيفة إن قبض الدين لا يتصور إلا بمطالبة ومخاصمة كالوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة، والرد بالعيب.

واعلم أن الخلاف بين الإمام وصاحبيه في أن الوكيل بالقبض يملك الخصومة أو لا؟ مقيد بما إذا كان وكيل الدائن، أما إذا كان وكله القاضي بقبض مال الغائب، فلا يكون وكيلا بالخصومة اتفاقًا، بخلاف وكيل القسمة والأخذ بالشفعة والرجوع في الهبة والرد بالعيب، فإنه يملك الخصومة مع القبض اتفاقًا، وأما الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة فيها إجماعًا؛ لأنه وكيل بالنقل، فصار كالوكيل بنقل الزوجة، والنقل ليس بمبادلة، فأشبه الرسول، والفرق بين الوكيل بقبض الدين والوكيل بقبض العين عند أبي حنيفة أن الوكيل بقبض الدين وكيل بالتملك؛ لأن المقبوض ليس بملك للموكل، بل هو بدل حقه؛ لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فانتصب

مُوكَّله عِندَ القَاضِي، جَازَ إقرَارُهُ (١)، ولا يَجُوزُ (١) إقرَارُه عَلَيه عِندَ غَيرِ القَاضِي عِندَ أبي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد رَحمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، إلا أنّه يَخرُجُ مِن الخُصُومَة (١).

وقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: يَجُوزُ إِقرَارُه عَلَيه (٤) عِندَ غَيرِ القَاضِي (٥) ومَن ادّعَى أَنّه وَكِيلُ الغَائِبِ في قَبضِ دَينِه، فصَدّقَهُ الغَرِيمُ أُمرَ بِتَسلِيمِ الدّينِ إِلَيهِ (٢) فإن حَضَرَ الغَائِبُ فصَدَّقَهُ حَازُ (٧) وإلا دَفَعَ إِلَيهِ الغَرِيمُ الدّينَ ثَانِيًا (٨) ويَرجِعُ بِه عَلَى الوَكِيلِ إِن كَانَ بَاقِيًا (٩) في

خصمًا، بخلاف الوكيل بقبض العين فإنه وكيل باستيفاء عين حقه، فلم يكن وكيلا بالمبادلة، فصار رسولا وأمينًا محضًا، فلهذا لا ينتصب خصمًا. (الجوهرة والفتح والعيني)

(۱) قوله: "جاز إقراره" أى لو أقر الوكيل بالخصومة، سواء كان من قبل المدعى أو المدعى عليه على موكله بالقبض، أو الإبراء إن كان من جانب المدعى. وبلزوم المال إن كان من جانب المدعى عليه في مجلس القضاء، جاز إقراره عليه. وقال زفر: لا يجوز ولا ينفذ؛ لأنه أتى بغير المأمور، إذ هو مأمور بالخصومة عنه في مجلس القاضى، وما أتى به من الإقرار جواب، فلا يصح، وبه قالت الثلاثة، وهو قول أبى يوسف أولا، وهو القياس.

ولنا أن التوكيل صحيح، فيدخل تحته ما يملكه الموكل، وهو مطلق الجواب إقراراً كان أو إنكاراً، ويراد بالخصومة مطلق الجواب عرفًا مجازًا؛ لأنها سبب له فذكر السبب وإرادة المسبب شائع، وقيد الوكيل بالخصومة للاحتراز عن الوكيل بغيرها، كالوكيل بالصلح حيث لا يصلح إقراره مطلقًا، ومسألة الكتاب مقيد بغير الحدود والقود، فلا يصح إقرار الوكيل على موكله بالحد والقود للشبهة. (العيني والفتح)

(٢) استحسانًا.

(٣) قوله: "إلا أنه يخرج من الخصومة" أي عن الوكالة؛ لأن في زعمه أن الموكل ظالم له بمطالبته، وأنه لايستحق عليه شيئًا، فلا تصح الخصومة في ذلك. (الجوهرة)

- (٤) قوله: "يمجوز إقراره عليه عند غير القاضى" ولا يشترط حضور مجلس الحكم؛ لأنه نائبه فيصح إقراره كإقراره، ونفذ أينما وجد، ولهما أنه وكيل بجواب الخصم بطريق المجاز، والجواب المعتبر في الحكم هو الجواب في مجلس القاضي لا في غيره. (العيني والفتح)
  - (٥) لأنه أقامه مقام نفسه وقال زفر : لايصح إقراره لا في مجلس القاضي ولافي غيرمجلسه، وهو القياس .
- (٦) قوله: "فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه" أى أجبر على ذلك؛ لأن الوكالة قد ظهرت بالتصديق؛ لأن تصديقه إقرار على نفسه، ثم إذا دفع إليه ليس له أن يسترده بعد ذلك، وقيد بالتصديق؛ لأنه إذا سكت أو كذّبه، لا يجبر على دفعه إليه، ولكن لو دفع لم يكن له أن يسترده. (الجوهرة)
  - (٧) ولا شيء على الغريم.
  - (٨) لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة ، والقول في ذلك قوله مع يمينه . (ج)

(٩) قوله: "ويرجع [المديون] به على الوكيل إن كان [المال] باقيًا" ولو بالبقاء الحكمى بأن استهلكه الوكيل، فإنه باق ببقاء بدله؛ لأن غرض الغريم ما كان مجرد الدفع، بل تحصيل براءة الذمة، ولم يحصل، فكان له نقض ذلك القبض، وأخذ ما دفع قيد ببقاءه؛ لأنه إذا ضاع في يده، أو هلك من غير تعد، لا يرجع عليه؛ لأنه بتصديقه اعترف بأن الوكيل محق في القبض والغريم مظلوم في أخذ رب الدين منه ثانيًا، والظالم هو الطالب بالأخذ،

## يَدِه (١)، وإن قَالَ: إنَّى وَكِيلٌ بِقَبِضِ الوَدِيعَةِ، فصَدَّقَهُ المُودَعُ (١) لَم يُؤمَر بالتَسلِيمِ إلَيهِ (٣).

#### كتَّابُ الكَفَالَة (١)

الكَفَالَةُ ضَرِبَانِ: كَفَالَةٌ بِالنَّفسِ، وكَفَالَةٌ بِالـمَالِ، والكَفَالَةُ بِالنَّفس جَائِزَةٌ (٥)، وعَلَى المَضمُون بِهَا إحضارُ المَكفُول به (٦) .

وتَنعَقِدُ إِذَا قَالَ: تَكَفّلتُ بِنَفسٍ فُلانٍ، أو برَقَبَتِه، أو بِرُوحِه، أو بِجَسَدِه، أو بِرَأسِه (٧)، أو

والمظلوم لا يظلم غيره. (الجوهرة والعيني وفتح المعين)

- (١) الوكيل.
- (٢) لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تردّ الوديعة إلا لصاحبها». (الفاتح)
- (٣) قوله: "لم يؤمر . . . إلخ" هذا بالإجماع؛ لأن ذلك إقرار بمال الغير ، فلا يصح لما فيه من إبطال حقه في العين، بخلاف ما إذا ادعى أنه وكيل بقبض الدين، فصدقه حيث يؤمر بالدفع إليه؛ لأنه أقر بمال نفسه، إذ الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، كذا في "رمز الحقائق".
- (٤) قوله: "كتاب الكفالة" إنما أورده عقيب الوكالة لأن كلا منهما عقد تبرع، ونفعه لغيره، كذا في البرهان، والكفالة لغة : الضم، قال تعالى: ﴿وَكَفْلَهُا زَكْرِيا﴾ أى ضمنها إلى نفسه، وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا وكافل اليتيم كهاتين» أى ضام اليتيم إلى نفسه، وحكى ابن القطاع كفلته وكفلت به أو عنه، يعنى يتعدى بنفسه وبالياء وبـ عن "، وفي القهستاني: يتعدى إلى المفعول الثاني في الأصل بالباء، فالمكفول به الدين، ثم يتعدى بـ عن " للمديون، وباللام للدائن.

قال في "المصباح": كفلت بالمال وبالنفس كفلا، من باب قتل، وكفولا أيضًا، والاسم الكفالة، وحكى أبوزيد سماعًا من العرب من بابي تَعبَ وقَرُبُ، كذا في "الدر المختار" وحاشيته رد المحتار.

وشرعًا: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقًا بنفس أو بدين أو عين، كمغصوب ونحوه؛ لأن المطالبة تعم ذلك، وركنها الإيجاب والقبول، وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل بما هو على الأصيل نفسا أو مالا، وأهلها من هو أهل للتبرع فلا تنفذ من صبى ولا مجنون، أما إذا استدان له وليه، وأمره أن يكفل المال عنه، فتصح ويكون إذنًا في الأداء، كذا في "المحيط"، واعلم أن المدعى وهو الدائن مكفول له، والمدعى عليه وهو المديون مكفول عنه، ويسمى الأصيل أيضًا، والنفس أوالمال المكفول مكفول به، ومن لزمته المطالبة كفيل، ودليلها الإجماع وسنده قوله عليه السلام: "الزعيم غارم وتركها أحوط مكتوب في التوراة" الزعامة أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها غرامة، كذا في "الدر المختار" نقلا عن "المجتبى".

- (٥) سواء كان بأمر المكفول عنه أو بغير أمره، كما يجوز في المال. (ج)
- (٦) قوله: "إحضار المكفول به" لأن الحضور هو الذي لمزم المكفول به، وقد التزمه الكفيل، وإن لم يحضره وهو يقدر على إحضاره، ألزمه الحاكم ذلك فإن أحضره فيها وإلا حبسه؛ لأن الحضور توجه عليه، كذا في "الجوهرة النيرة".
  - (٧) لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدن.

بِنصفِه، أَو بِثُلثِه (۱) وكَذَلِك (۱) إِن قَالَ: ضَمَّنتُه (۱) أو (۱) هُوَ عَلَى (۱) أَو إِلَى (۱) أَو أَنَا بِه زَعِيمُ (۱) أَو (۱) هُوَ عَلَى (۱) أَو إِلَى (۱) أَو أَنَا بِه زَعِيمُ (۱) أَو (۱) هُوَ عَلَى (۱) أَو إِنَا بِه زَعِيمُ (۱) أَو (۱) أَو (۱) أَو (۱) أَو الله في وَقت بِعَينِه، لَزِمهُ إحضَارُه إِذَا طَالَبَه (۱) بِه في ذَلِكَ الوَقت (۱) فإن أَحضَرَه (۱۱) وإلا حَبَسَهُ الحَاكِمُ، وإذَا أَحضَرَهُ وسَلَّمَهُ في مَكَانِ يَقدِرُ المَكَفُولُ لَهُ عَلَى مُحَاكَمَتِه (۱۱) ، بَرِئَ الكَفِيلُ مِن الكَفَالَةِ (۱۱) ، وإذَا تَكفَّلَ عَلَى أَن

- (٢) أي تنعقد الكفالة بالنفس.
  - (٣) لأنه تصريح بموجبه.
    - (٤) قال.
- (٥) لأن على صيغة الالتزام. (ع)
- (٦) قوله: "أو [قال] إلى " لأنه بمعنى على، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا أو عيالا فإلى " والكل هو البتيم، والعيال من يعوله، أي ينفق عليه. (العيني والفتح والعناية)
- (٧) قوله: "أو أنا به زعيم. . . إلخ" لأن الزعامة هي الكفالة، والزعيم يسمى كفيلا، قال تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمِلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمُ ﴾ أي كفيل، والقبيل الكفيل، كذا في "الهداية" و "العيني" و "الفتح".
  - (٨) قال: أنا.
  - (٩) الكفيل.
  - (١٠) وفاء بما التزمه. (الفاتح)
- (١١) قوله: "فإن أحضره [في ذلك الوقت فبها] وإلا حبسه الحاكم" جزاء الشرط محذوف، أى فإن أحضره فبها، وإلا أى وإن لم يحضره حبسه الحاكم، قال الزيلعي: ينبغي أن يفصل كما فصل في الحبس بالدين، فإنه فصل هكذا، فإذا ثبت المحق بإقرار لا يعجل بحبسه، ويأسره بدفع ما عليه؛ لأن الحبس دليل المماطلة، ولم تظهر، وإن ثبتت بالبينة حبسه كما ثبت لظهور مطله بالإنكار، فكذا ههنا ينبغي أن يفصل؛ لأن الحبس لامتناع إيفاء ما وجب عليه، ولكن لا يحبسه أول مرة لاحتمال أنه ما عرف لماذا يدعى، فيمهله مدة حتى يظهر له مطله؛ لأن الحبس جزاء الظلم، وهو ليس بظالم قبل المماطلة. (العيني والفتح)
  - (۱۲) بأن كان في مصر.
- (١٣) قوله: "برئ الكفيل من الكفالة" لأنه أتى بما التزمه، فلم يلتزم تسليمه إلا مرة واحدة، وقد وجد ذلك، وسواء كان التسليم غير مشروط في وقت أو كان مشروطًا فسلمه في ذلك الوقت، أو قبله بشرط أن يكون للمصر قاض أو سلطان، وإلا بأن لم يكن له قاض أو سلطان، فلا يبرأ؛ لأنه ليس بمصر حينتذ، ثم التسليم قد يكون بالتخلية بينه وبين الخصم، وذلك برفع الموانع، فيقول له: خذ هذا خصمك، فأنت أعلمُ بشأنه فخذه إن شئت، ثم لا يخلو إما إن سلمه بعد طلبه أولا، فإن سلمه بعد طلبه برئ، وإن لم يقل: سلمته إليك بحكم الكفالة، وإن

<sup>(</sup>۱) قوله: "بنصفه، أو بثلثه" وكذا بأى جزء منه، لأن النفس الواحدة لا تتجزأ، فكان ذكر بعضها شائعًا كذكر كلها، بخلاف ما إذا قال: تكفلت بيد فلان أو برجله؛ لأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن، وأما إذا أضاف الجزء إلى الكفيل بأن قال الكفيل: كفل لك نصفى أو ثلثى، فإنه لا يجوز، كذا في الكرخي ذكره في باب الرهن. (الجوهرة)

يُسَلَّمَه في مَجلس القَاضي فسَلَّمَه في السُّوق بَرِئ (١)، وإن كَانَ في بَرِّية لَم يَبرأ (٢).

وإذَا مَاتَ المَكفُولُ به بَرِئَ الكَفِيلُ (") بالنَفسِ من الكَفَالَة ، وإن تَكفَّلَ بنَفسِه عَلَى أنّه إن لم يُوَاف به في وَقت كَذَا ، فَهُوَ ضَامَنٌ لِمَا عَلَيه (") وهو ألفٌ ، فلَم يَحْضُرهُ في الوَقت لَزِمهُ (٥) ضَمَانُ المَالَ ، ولَم يَبرأُ مِن الكَفَالَة بِالنَفسِ في الخُدُودِ والقِصَاصِ (٧) عِندَ أبى حَنِيفَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ، وأمّا الكَفَالَةُ بِالسَمَالِ (٨) فجَائِزَةٌ مَعلُومًا (٩) كَانَ

سلّم بغير طلبه، فلا يبرأ حتى يقول: أسلمته إليك بجهة الكفالة. (العيني والفتح)

<sup>(</sup>١) قوله: "برئ [لحصول المقصود، وقيل: في زماننا لا يبرأ؛ لأن الظاهر المعاونة على الامتناع، لا على الحضور. (ج)]" وقال زفر: لا يبرأ بالتسليم في السوق مطلقًا، وبه يفتى في زماننا، ومحل الخلاف ما إذا كان أهل البلد لا يطلقون الغريم من الطالب، فإن كانوا يطلقونه لا يبرأ بتسليمه في السوق اتفاقًا. (العيني والفتح والعناية)

<sup>(</sup>٢) قوله: "لم يبرأ" لأنه لا يقدر على المحاكمة فيها، ولا على إحضاره إلى القاضي، وكذا إذا سلمه في السواد لعدم قاض يفصل الحكم به، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٣) لعجزه عن إحضاره. (ج).

<sup>(</sup>٤) قوله: "لما عليه. . . إلخ" التقييد بقوله: لما عليه مفيد؛ لأنه إن لم يقله: لم يلزم الكفيل شيء عند عدم الموافاة على قول محمد خلافًا لهما، وبقوله: وهو ألف غير مفيد؛ لأنه إذا قال: فعلى ما لك عليه، ولم يسم الكمية جاز، لأن جهالة المكفول به لا يمنع صحة الكفالة لابتناءها على التوسع، كذا في "العناية".

 <sup>(</sup>٥) قوله: "لزمه...إلخ" لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة، وهذا التعليق صحيح، فإذا وجد الشرط لزمه المال، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٦) قوله: "ولم يبرأ [لأن وجوب المال عليه بالكفالة لا ينافى الكفالة بنفسه؛ إذ كل واحد منهما للتوثق، كذا في "الهداية"] من الكفالة بالنفس" فإن قيل: فما فائدة قوله: لم يبرأ من الكفالة وقد حصل المقصود وهو ضمان الألف تكفل فيها، قيل له: لأن من الجائز أنه عامله بعده هذه الكفالة بألف أخرى، أو غصب منه، كذا في الينابيع". (الفاتح)

<sup>(</sup>٧) قوله: "ولا تجوز . . . إلخ" لأن الكفالة للتوثق وهو مأمور بدر الحدود وترك التوثق، وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز، وفي "الهداية" معناه: لا يجبر على الكفالة عند أبي حنيفة وعندهما يُجبر في حد القذف؛ لأن فيه حق العبد، وفي القصاص لأنه خالص حق العبد، فيليق بهما الاستيثاق بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى، كحد الزنا والشرب، ولو سمحت نفسه بإعطاء الكفيل يصح بالإجماع.

وصورته: ادعى على رجل حقاً فى قذف، فأنكره فسأل المدعى القاضى أن يأخذ منه له كفيلا بنفسه، فعند أبى حنيفة لا يجيبه إلى ذلك، ولكن يقول له: لازمه ما بينى وبين قيامى، فإن أحضره شهوده قبل قيام القاضى فيها وإلا خلا سبيله، وعندهما: يأمره بأن يقيم له كفيلا بنفسه؛ لأن الحضور مستحق عليه لسماع البينة، والكفيل إنما يضمن الإحضار، وأما نفس الحدود والقصاص فلا يجوز الكفالة بها فى قولهم جميعًا؛ لأنه لا يمكن استيفاءها من الخفيل. (الجوهرة)

المَكفُول به أو مَجهُولا (۱) إذَا كَانَ دَينًا صَحِيحًا (۱) مثلَ أن يقول: تَكَفَّلتُ عَنهُ بألف درهَم، أو بِمَا لَكَ عَلَيه، أو بِمَا يُدرِكُك (۱) في هَذَا البَيع، والمَكفُولُ لَه بِالخِيارِ (۱) إن شَاءَ طَالَبَ الذي (۱) عَلَيه الأصل (۱) وإن شَاءَ طَالَبَ الكَفِيلَ، ويَجُوزُ تَعليقُ الكَفَالَة (۱) بالشُروط (۱) مثلَ أن يَقُولَ: مَا بَايَعتَ فُلانًا فعَلَى (۱) أو ما ذَابَ لَكَ عَلَيه فعَلَى (۱ أو مَا غَصَبكَ فُلانٌ فعَلَى (۱ وإذَا قَالَ:

- (٩) أى في المقدار .
- (١) لأن معنى الكفالة على التوسع، فيحتمل فيه الجهالة. (ج)
- (٢) قوله: "إذا كان دينًا صحيحًا [مثل أثمان البياعات وأروش الجنايات مثلا. (ج)]" أى الدين الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، بخلاف دين الكتابة، فإنه دين ضعيف؛ لأنه يثبت مع المنافى، وهو الرق، وبهذا يستبد المكاتب بإسقاط بدل الكتابة بتعجيز نفسه، كذا في "الكفاية".

قال في "الجوهرة": احترز به أى بقوله: إذا كان عجز عن بدل الكفالة، فإنه لا يجوز الكفالة به؛ لأنه يؤدى إلى أن يثبت المال في ذمة الكفيل، بخلاف ما في ذمة المكفول عنه؛ لأن للعبد إزالته عن نفسه بالعجز من غير أداء، والكفيل لا يبرأ إلا بالأداء.

- (٣) من شيء. (ج)
- (٤) قوله: "بالخيار" لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وذلك يقتضى قيام الأول لا البراءة عنه إلا إذا اشترط فيه البراءة، فحينتذ تنعقد حوالة اعتباراً للمعانى، كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل يكون كفالة، كذا في "الهداية" و "الجوهرة".
  - (٥) وهو الأصل.
  - (٦) أي أصل الدين.
- (٧) قوله: "ويجوز تعليق الكفالة. . . إلخ" والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ أَى بالصاع حملُ بَعِير وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ فهذه الآية تدل على أن تعليق الكفالة بالشرط جائز حيث علق الكفالة بشرط المجيء بالصاع، وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله ورسوله بلا إنكار، وأيضًا تدل على أن جهالة المكفول به لا تمنع صحة الكفالة، إذ حمل بعير مجهول، كما في "الكفاية".
  - (٨) إذا كان الشرط سببًا له وملائمًا له. (ج)
- (٩) قوله: "ما [شرطية لا موصولة] بايعت فلانًا فعلى "... إلن " واختلف في لفظة ما، فقيل: شرطية، معناه إن بايعت فلانًا فيكون في معنى التعليق كـ "إذا" أو "متى " أو "إن"، ولا يلزمه الثمن إلا أول مرة، ولهذا نقل في "المجرد" قول أبي حنيفة: لو قال: ما بايعت فلانًا فعلى، فبايعه مرة بعد مرة، يلزمه أول مرة، ولا يلزمه ما بعده، قيل كلمة ما في المثال المذكور عامة؛ لأنها توجب العموم، فإذا لم يوقت فذلك على جميع العمر، وما بايعه مرة بعد مرة فذلك كلمه على الكفيل، سواء باع بالنقد أو بغيره، وهكذا رواه ابن سماعة عن أبي يوسف في "النوادر"، كذا في "العيني" و "فتح المعين"، إنما قال فلانًا ليعلم المكفول عنه؛ لأن جهالته تمنع صحة الكفالة حتى لو قال: ما بايعت من الناس، فأنا ضامن له لم يجز لجهالة المكفول عنه، فتفاحشت الجهالة بخلاف الأول، كذا في "شاهان" و" الجوهرة".

<sup>(</sup>٨) لما فرغ من بيان الكفالة بالنفس، شرع في بيان الكفالة بالمال. (الفتح وع)

تَكفلتُ بَمَا لَكَ عَلَيه، فقامَت البَيّنَةُ بألف عَليه، ضَمنَهُ الكفيلُ (() وإن لَم تَقُم البَيّنةُ اللقولُ قَولُ الكفيلِ مَع يَمينِه فِي مِقدَ ارِ ما يعترف به (() فإن اعترف المكفولُ عنه بأكثر مِن ذلك لم يُصدق على كفيله (() وتَجُوزُ الكفالةُ (() بأمر الممكفول عنه (() أو بغير أمره، فإن كفل بأمره بأمر الممكفول عنه (() أو بغير أمره فإن كفل بأمره رَجَع بِما يُؤدي عَليه (() وليس للكفيل أن يُطالب رَجَع بِما يُؤدي عَليه بالمال الكفيل أن يُطالب الممكفول عنه بالمال كان له (() أقبل أن يُؤدي عَنه أو الممكفول عنه بالمال أن يُؤدي عنه أو الممكفول عنه أو استوفى (() منه بسرئ عنه بالمال كان أب وإذا أبر أالطالب الممكفول عنه أو استوفى (() منه بسرئ الكفيل الكفيل المكفيل المكفيل الكفيل الكفيل الكفيل المكفول عنه أو استوفى (() منه أب رئ

<sup>(</sup>١) لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة، فيتحقق ما عليه، قيصح الضمان، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٢) لأنه الملتزم له وهو منكر للزيادة، والقول قول المنكر مع بمينه. (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: "لم يصدق . . . إلخ "لأنه إقرار على الغير ، ولا ولاية له عليه ، وتصدق في حق نفسه لولايته عليها ، كذا في "الجوهرة" .

<sup>(</sup>٤) قوله: "وتجوز الكفالة . . . إلخ" لإطلاق قوله عليه السلام : الزعيم غارم؛ ولأن عقد الكفالة التزام المطالبة ، وهو تصرف في حق نفسه ، وفيه نفع الطالب ، ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع أي رجوع الكفيل على المكفول عنه ، كذا في "الهداية" .

<sup>(</sup>٥) بأن يقول: اضمن عني، أو تكفل عني.

<sup>(</sup>٦) قوله: "رجع [لأنه قضى دينه بأمره] بما يؤدى. . . إلخ" ومعناها أدى من جنس ما ضمن، أما إذا أدى بخلافه بأن كان الدين المكفول به جيّدًا، فأدى رديئًا، أو بالعكس يرجع بالمال المكفول به، لا بما أدى؛ لأنه ملك الدين بالأداء، فنزل منزلة الطالب. (العيني والفتح)

<sup>(</sup>٧) لأنه متبرّع بأداءه، والمتبرّع لا يرجع. (ج)

<sup>(</sup>٨) قوله: "وليس للكفيل . . . إلخ" لأنه لا يملكه قبل الأداء، ولأن الكفيل في حكم المقرض، ومن سأل رجلا أن يقرض فلم يفعل، لم يرجع عليه، كذا في "الجوهرة" .

<sup>(</sup>٩) الكفيل.

<sup>(</sup>١٠) هذا إذا كانت الكفالة بأمره. (ج)

<sup>(</sup>١١) قوله: "حتى يخلصه [من المطالبة]" أي حتى يخلص المكفول عنه الكفيل؛ لأن الأصيل هو الذي أوقعه في هذه الورطة، فعليه خلاصه، كذا في "البناية".

<sup>(</sup>۱۲) دینه.

<sup>(</sup>١٣) قوله: "برئ الكفيل" سواء ضمن بأمره، أو بغير أمره؛ لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، لأن الله الكفيل الأن الكفيل الأن الكفيل الكفيل الكفيل الكفيل إنما يضمن ما في ذمته شيء تعود الكفالة إليه، ويشترط قبول المكفول عنه البراءة، فإن ردها ارتدت، وهل يعود الدين على الكفيل، قال بعضهم: يعود، وقال

السكفالسة (۱) بشرط (۱) وكُلُّ حق لا يُمكنُ استيفاءُ من السكفيل لا تَصِح الكَفَالَةُ بِه كَالْحُدُود (۱) والقصاص، وإذَا تَكفّل عَن السَمُشترِى بِالثَمَن جَازَ (۱) وإن تَكفّل عَن البَائع بالسَمبِيع لَم تَصِح (۱) ومَن استأجَر دَابّة للحَمْلِ فإن كَانَت بِعَينها لَم تَصِح الكَفَالَةُ بالحَملُ (۱) وإن كَانَت بِعَينها لَم تَصِح الكَفَالَةُ بالحَملُ (۱) وإن كَانَت بِعَينها لَم تَصِح الكَفَالَةُ بالحَملُ (۱) وإن كَانَت بِعَينها لَم تَصِح الكَفَالَةُ والكَفَالَةُ والكَفَالَةُ مَا كُفُول لَه في مَا لَكُفَالَةُ (۱) وهي أن يَقُول المَريض (۱) لو ارثه: تَكفّل عَنى بما مَجلس العَقُد (۱) إلا في مَسألَة وَاحدَة (۱) ، وهي أن يَقُول المَريض (۱) لوَارثه: تَكفّل عَنّي بما

بعضهم: لا يعود، ولو مات المكفول عنه قبل القبول، يقوم ذلك مقام القبول، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>١٤) لأن الكفيل تبع، والأصيل لا تبيع تبعه.

<sup>(</sup>١) قوله: "ولا يجوز تعليق. . . إلخ" لما فيه عن معنى التمليك، كما في سائر البراء آت، ويروى أنه يصح؛ لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح، فكان الإبراء إسقاطًا محضًا كالطلاق، والإسقاط المحض يصح تعليقه، وقوله: بالشرط مثل أن يقول: إذا جاء غد فأنت برىء من الكفالة، كذا في "العناية".

<sup>(</sup>٢) قوله: "بشرط" بأن قال الطالب للكفيل: إذا قدم زيد فأنت برىء من الكفالة، فإنه لا يصح؛ لأن في البراءة معنى التمليك كالإبراء عن الدين، والتمليك لا يقبل التعليق بالشرط، كما حقق في الأصول. (العيني)

 <sup>(</sup>٣) قوله: "كالحدود" ومعناه بنفس الحد لا بنفس من عليه الحد؛ لأنه يتعذر إيجابه عليه؛ لأن العقوبة لاتجرى فيها النيابة . (الجوهرة)

<sup>(</sup>٤) الكفالة لأنه دين كسائر الديون. (ج)

<sup>(</sup>٥) قوله: "لم تصح" لأن المبيع عين مضمون بغيره، وهو الثمن، وهذا لأنه لو هلك المبيع قبل القبض في يد البائع لا يجب على البائع شيء، ويسقط حقه من الثمن، وإذا سقط حقه من الثمن لا يمكن تحقيق معنى الكفالة، إذ هي ضم الذمة إلى الذمة، ولا يتحقق الضم بين المختلفين، كذا في "الجوهرة".

والمراد بالكفالة بالمبيع الكفالة بنفس المبيع، وإذا كفل بتسليم المبيع جاز في الصحيح؛ لأنه ممكن؛ لأن التسليم واجب على الأصيل، فيتحقق معنى الكفالة، كذا في "الفتح" و "العيني" و "العناية".

 <sup>(</sup>٦) قوله: "لم تصح الكفالة بالحمل" لأنه أى الكفيل عاجز عنه، أى عن الحمل على الدابة المعينة؛ لأن
 الدابة المعينة ليست في ملكه، والحمل على دابة نفسه ليس بحمل على تلك الدابة، كذا في "العناية".

<sup>(</sup>٧) قوله: "جازت الكفالة" لأن المستحق عليه الحمل، ويمكنه الوفاء بذلك، بأن يحمله على دابة نفسه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٨) بالمال أو النفس. (ج).

<sup>(</sup>٩) قوله: "في مجلس العقد [أي مجلس عقد الكفالة]" هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يعتبر ذلك في المجلس، بل إذا بلغه فأجازه، ورضى به جاز، وفي بعض النسخ لم يشترط الإجازة عنده، وتجوز من غير إجازة، لهما أن في الكفالة معنى التمليك وهو تمليك المطالبة منه، فيقوم بهما جميعًا، أي بالإيجاب والقبول، والإيجاب شطر العقد، فلا يتوقف على ما وراء المجلس، ولأن الكفالة عقد يتعلق به حق المكفول له، فوقف على رضاه، وقبوله كالبيع، كما في "الجوهرة".

عَلَى من الدَينِ، فتَكَفّلَ ('') بِه مَعَ غَيبَة الغُرَمَاء جَازُ ('')، وإذَا كَانَ الدَينُ عَلَى اثنَينِ، وكُلُّ وَاحِد منهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ ('') عنِ الآخرِ، فمَا أدى أحَدُ هُمَا ('') لم يَرجِع بِه عَلَى شَرِيكِه حَتّى يَزِيدَ ما يُؤديه عَلَى النصف، فيرجِع بِالزِيادَة، وإذَا تَكفّلَ اثنَانِ (' عَن رَجُلٍ بِالف عَلَى أَن كُلَّ وَاحد منهُما كَفِيلٌ عَن صَاحِبِه، فما أدى أحَدُ هُمَا يَرجِعُ بنصفه عَلَى شَرِيكِه قليلا كَانَ أو كَثيرًا، ولا تَجُوزُ الكَفَالَةُ بُمَالِ الكِتَابَةِ سَوَاءٌ حُرِّ تَكفّلَ بِه أو عَبدٌ (' )، وإذَا مَاتَ الرَجُلُ (' ) وعَلَيه دُيُونٌ ولا تَجُوزُ الكَفَالَة بُمَالِ الكِتَابَةِ سَوَاءٌ حُرِّ تَكَفّلَ بِه أو عَبدٌ (' )، وإذَا مَاتَ الرَجُلُ (' )

- (۱۱) المديون.
- (١) الوارث.
- (٢) لأن هذه وصية في الحقيقة، ولهذا يصح وإن لم يسمّ المكفول لهم. (ج)
  - (٣) كما إذا اشتريا عبدًا بألف، وكفل كل واحد منهما عن صاحبه. (ج)
- (٤) قوله: "فما أدى. . . إلخ" لأن كل واحد منهما في النصف أصيل وفي النصف كفيل، ولا معارضة بين ما عليه بحق الأصالة وبحق الكفالة؛ لأن الأول دين، والثاني مطالبة، ثم هو تابع للأول، فيقع عن الأول، وفي زيادة لا معارضة فيقع عن الكفالة، ولأنه لو وقع في النصف عن صاحبه، فيرجع عليه، فلصاحبه أن يرجع؛ لأن أداء نائبه كأداءه، فيؤدى إلى الدور، كذا في "الهداية".
- (٥) قوله: "وإذا تكفل . . . إلخ " يعنى إذا كان على رجل ألف درهم مثلا، فكفل عنه اثنان كل منهما بجميعه على الانفراد، ثم كفل كل منهما عن صاحبه بما لزمه بالكفالة ، إذ الكفالة بالكفيل جائزة ، فما أداه كل منهما رجع بنصفه على شريكه قليلا كان المؤدى أو كثيرًا ، إذ الكل كفالة ، فلا رجحان لكل من الكفالتين على الأخرى بالمطالبة ، ثم يرجعان على الأصيل إبتداء ، كذا في "مجمع الأثهر" .
- (٦) قوله: "ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة" سواء حر تكفل به أو عبد؛ لأنه ليس بدين صحيح، بدليل أن للعبد إزائته عن نفسه بالعجز من غير أداء، والكفيل لا يبرأ إلا بالأداء، ومن شروط الكفالة الاتحاد بين ثبوت المال في ذمة الأصل وذمة الكفيل.

فإن قلت: إذا لم تصبح كفالة الحر لا تصبح كفالة العبد، فلأى معنى ذكر العبد؟ قلت: لأن الحر أشرف من العبد، والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم، والكفيل تبع للأصل، فربما يقال: عدم الجواز باعتبار أن الحريصير تبعًا لو صحت الكفالة، فقال: حر أو عبد لدفع ذلك، فعدم صحتها باعتبار أن بدل الكتابة ليس بدين مضمون، لا باعتبار عدم تبعية الحر للعبد، كذا في المشكل، وفيه بمال الكتابة لأنه إذا كان على المكاتب دين لرجل، فكفل به إنسان عنه جاز. (الجوهرة مع الزيادة من "الفاتح")

(٧) مفلسًا.

<sup>(</sup>١٠) قوله: "إلا في مسألة. . . إلخ" استثناء من قوله: إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد، أى تصح الكفالة بدون قبول المكفول له ههنا عندهما، لكنه جواب الاستحسان، وأما في جواب القياس فلا يجوز على قولهما في هذه المسألة أيضاً؛ لأن الطالب غير حاضر، فلا يتم الضمان إلا بقبوله، ولأن الصحيح لو قال: هذا لورثته أو لغيرهم لم يصح، فكذلك ههنا، كذا في "الكفاية".

وَلَم يَترُك شَيئًا، فَتَكَفّلَ رَجُلٌ عَنهُ للغُرَمَاءِ، لم تَصِح الكَفَالَةُ (١) عِند أبي حَنِيفَةَ رَحِمهُ اللهُ، وعندَهُمَا:تَصِحُ ٢٠٠٠.

## كتَابُ الْحَوَالَة (٣) الْحَوَالَةُ (١) جَائِزَةٌ بِالدُيُونِ (٥) وتَصِحّ برِضَاءِ (٦) المُحِيلِ (٧) والمُحتَالِ والمُحتَالِ عَلَيهِ،

(١) قوله: "لم تصح الكفالة" عند أبي حنيفة بناء على أن ذمة الميت قد ضعفت، فلا يجب عليها إلا بأن يتقوى بأحد الأمرين أما بأن يبقى منه مال، أويبقى كفيل كفل عنه في أيام حياته، فحينتذ يكون الدين دينًا صحيحًا، فيصح الكفالة، وعندهما صحت لأنه كفل بدين ثابت لأنه وجب لحق الطالب ولم يوجد المسقط وهو الأداء أو الإبراء، فيصح الكفالة، كذا في "شرح الوقاية".

(٢) قوله: "وعندهما: تصح" لما روى أن رجلا مات، فقام النبي ﷺ ليصلي عليه، فقال: على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم، ديناران، فقال عليه الصلاة والسلام: "صلوا على صاحبكم" فقال أبو قتادة: هما إليّ يا رسول الله، فصلى عليه حينئذٍ، وقال الآن بردت عليه مضجعه، قلنا: يحتمل أن يكون قد تكفل بهما قبل الموت، فأخبر بذلك -والله سبحانه وتعالى أعلم-. (الجوهرة)

(٣) قوله: "كتاب الحوالة" إنما أوردها بعد الكفالة لأنها تختص بالدين، ولا تشمل العين، بخلاف الكفالة، كذا في "جامع الرموز"، ومناسبة اقترانهما أن في كل التزامًا، كذا في حاشية الطحطاوي، وفي "رد المحتار": أن كلا منهما عقد التزام ما على الأصيل للتوثق، إلا أن الحوالة تتضمن إبراء الأصيل إبراء مقيدًا على ما سيجيء، فكانت كالمركب مع المفرد، والثاني مقدم فلزم تأخير الحوالة -انتهى-.

وهي في اللغة: مشتقة من التحويل، وهو نقل الشيء من محل إلى محل، كذا في "الجوهرة"، قال في "رد المحتار ": هي النقل مطلقًا لدين أو عين، وهي اسم من الإحالة، ومنه يقال: أحلت زيدًا على عمرو فاحتال، أي قبل، وفي "المغرب": تركيب الحوالة يدل على الزوال والنقل، ومنه التحويل، وهو نقل الشيء من محل إلى

وفي الشرع: عبارة عن تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثق به، ويحتاج إلى معرفة أسماء أربعة: الأول: المحيل وهو الذي عليه الدين الأصلى، والثاني: المحال له، وهو الطالب، أي الدائن، ويقال له: المحتال والمحتال له والمحال والمحال له أيضًا.

وقال في "المعراج": قولهم: للمحتال المحتال له لغو؛ لأنه لا حاجة إلى هذه الصلة، كذا في "الدر المختار" وحاشيته رد المحتار، والثالث: المحال عليه، وهو الذي قبل الحوالة، ويقال له: المحتال عليه أيضًا، والرابع: المحال به، وهو المال، كما في "الجوهرة".

(٤) قوله: "الحوالة جائزة" أما جواز الحوالة فيدل عليه النقل والعقل، أما النقل فما روى أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: "مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على المليء فليتبع" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ومعناه: إذا أحيل أحدكم على ملىء فليحتل، أمر بالاتباع، والاتباع سبب غير مشروع، لا يكون مأمورًا من الشَّارع، فدل على جوازها، وأما العقل فلأنه قادر على إيفاء ما التزمه، وهو ظاهر، وذلك يوجب الجواز، وتصح في الدين، ولا بدأن يكون الدين معلومًا، فلا يصح بالمجهول، وكذا لا تصح بالحقوق.

فإن قلت: الدين وصف ثابت في الذمة، وهو عرض فكيف يقبل النقل، قلت: الأحكام الشرعية لها حكم الجواهر؛ لأن الشرع حكم ببقاءها بعد المباشرة. (العيني والفتح والعناية) وَإِذَا غَتَ الْحَوَالَةُ بَرِئَ (المُحيلُ مِن الدُّيُون (۱) ولم يَرجع المُحتَال لَه عَلَى المُحيلِ إلا أن يَتوِى (۱) حَقُه، والتَوَى (۱) عِندَ أَبى حَنيفَةَ رَحَمَهُ اللهُ بأحد الأمرين: إمّا أن يَجحد (۱) الحَوالَة ويَحلفُ ولا بَيّنَة له عَليه، أو يَمُوتَ مُفلساً (۱) . وقال أبُويُوسُفَ ومُحمَّدٌ رَحِمَهُ مَا اللهُ: هذان الوَجَهان، ووَجهٌ ثالثٌ، وهُو أن يَحكُم الحَاكمُ بإفلاسه في حَال حَياتِه (۱) ، وإذا طالبَ المُحتَالُ عَليه المُحيلُ المُحيلُ المُحيلُ المُحيلُ المُحيلُ المُحتَالُ عَليه مثلُ الدَين، وإن طَالَبَ المُحيلُ المُحتَالُ عَا أَحَالَهُ بِه، فقالَ : إنّما

(٥) قوله: "بالديون" يعنى الحوالة تصح بالدين لا في العين؛ لأن هذا نقل شرعى، والدين وصف شرعى، فيظهر أثره في المطالبة، فجاز أن يوثر النقل الشرعى في الثابت شرعًا، أما العين فحسى، فلا ينتقل بالنقل الشرعى، بل يحتاج إلى النقل الحسى، كذا في "الكفاية"، ومعنى قوله: تصح بالدين أن يكون الدين للمحتال على المحيل، وإلا فهي وكالة لا حوالة، وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط كما يستفاد من "البحر الرائق". وقال في "الجوهرة": قوله: بالديون احتراز عن الأعيان والحقوق، فإن الحوالة بها لا تصح، وإنما اختصت

وقال في الجوهرة : فوله: بالديون احتراز عن الاعيان والحقوق، فإن الحواله بها لا تصح، وإنما اختصت بالديون لأن الديون تنتقل من ذمة إلى ذمة، فكل دين تجوز به الكفالة، فالحوالة به جائزة، وقد تجوز الـحوالة بدين لا تجوز به الكفالة، فالحوالة به جائزة كمال الكتابة، فإن الحوالة تجوز، ولا تجوز به الكفالة.

والحوالة على ضربين: مطلقة ومقيدة، فالمطلقة أن يقول الرجل: احتل لهذا عنى بألف درهم، فيقول: احتلت، والمقيدة أن يقول: احتلت، وكلاهما جائزان، وفي كليهما يبرأ المحيل من دين المحال له، وليس له بعد الحوالة على المحيل سبيل، إلا أن يتوى ما على المحال عليه.

(٦) قوله: "وتصح برضاء. . . إلخ" أما المحتال فلأن الدين حقه، وهو الذي ينتقل بها، والذم متفاوتة في المطالبة والأداء، فلا بد من رضاه، وأما المحتال عليه فلأنه يلزمه الدين، ولا لزوم بدون التزامه، وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه، ذكره في "الزيادات"، كذا في "الهداية".

- (٧) ورضاء المحيل ليس بشرط.
- (١) قوله: "برئ المحيل "وقال زفر: لا يبرأ]" قال في "رد المحتار": وفائدة براءته أنه لو مات لا يأخذ المحتال الدين من تركته، ولكنه يأخذ كفيلا من ورثته، أو من الغرماء مخافة أن يتوى حقه، كذا في "شرح المجمع".
  - (٢) والمطالبة جميعًا بالقبول من المحتال للحوالة، كذا في "الدر المختار".
    - (٣) وعند الشافعي لا يرجع وإن توي. (ج)
      - (٤) بالقصر ويمد: هلاك المال.
        - (٥) المحتال عليه.
- (٦) قوله: "مفلسًا [أى لم يترك عينًا، ولا دينًا، ولا كفيلا]" بالتخفيف، يقال: أفلس الرجل إذا صار ذا فلس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، فاستعمل مكان افتقر، كذا في "الكفاية".
- (٧) قوله: "وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه "هذا على أصلهما؛ لأن القضاء بالإفلاس صحيح، وأما على أصل أبي حنيفة فلا يتحقق الإفلاس بحكم القاضي؛ لأن رزق الله تعالى غاد ورائح. (الجوهرة)
- (٨) قوله: "لم يقبل قوله" لأن سبب الرجوع قد تحقق، وهو قضاء دينه بأمره، إلا أن المحيل يدعى دينًا، وهو ينكر، والقول قول المنكرولا تكون الحوالة إقراراً منه بالدين عليه، لأنها قد تكون بدونه، كذا في "الجوهرة".

محتصر العدوري كتاب عسح محتصر العدوري أحَلتُني بدَينِ لِي عَلَيكَ، فالقَولُ قَولُ المُحيلُ الم مَعَ يَمِينِه (٢)، ويَكرَهُ السَفَاتِج (٦) وهُو قَرضٌ استَفَادَ بِه المُقرِضُ أَمْنَ حَطَر الطَريق. كتابُ الصُلْح (١)

الصُلحُ عَلَى تَلاثَةِ أَضرُبِ: صُلحٌ مَعَ إقرَارِه، وصُلحٌ مَعَ سُكُوت، وهُوَ أَن لا يُقرَّ المُدَّعَى عَلَيهِ (٥) ولا يُنكِرُ، وصُلحٌ مَعَ إنكَارٍ، وكُلَّ ذَلِكَ جَائِزٌ (٢)، فإن وَقَعَ الصُلحُ عَن إقرَارٍ

(١) قوله: "فالقول قول المحيل" فيؤمر المحتال بردما أخذه إلى المحيل؛ لأن المحيل ينكر أن عليه شيئًا، والقول للمنكر، ولا تكون الحوالة إقرارًا من المحيل بالدين للمحتال على المحيل؛ لأنها مستعملة للوكالة أيضًا. قاله ابن كمال، كذا في رد المحتار .

(٢) قوله: "مع يمينه" لقول النبي ﷺ: «البينة للمدعى واليمين على من أنكر» وقال بعضهم: هذا الحديث من المتواترات، وقال بعضهم: من المشهورات. (الفتح وغيره)

(٣) قوله: "ويكره السفاتج [جمع سفتجة بضم السين والتاء عند سيبويه، وبفتح التاء عند أخفش] مناسبة هـذه المسألة بالحوالـة أن الحوالة هي النقل، وفي هـذه المسألـة نقل حالة التوى من ماله إلى المستقرض، لأنه لو لم يقرض لكان التوى في ماله، فبالقرض يحيل التوى إلى مال المستقرض، كذا في المشكل.

والسفاتج جمع سفتجة -بضم السين وفتح التاء- وهو الورقة، وصورته: أن يقول التاجر: أقرضتك هذه الدراهم بشرط أن تكتب لي كتابًا إلى وكيلك ببلد كذا، فيجيبه إلى ذلك، وأما إذا أعطاه من غير شرط وسأله ذلك، ففعل فلا بأس، وإنما يكره إذا كان أمن خطر الطريق مشروطًا؛ لأنه نوع نفع استفيد بالقرض، وقد نهي النبي ﷺ عن قرض جرّ منفعة -والله أعلم-. (الجوهرة النيّرة)

(٤) قوله: "كتاب الصلح" لما تقع فيما سبق من البيع والشفعة وغيرهما ضرورة الصلح فأورده وقال: كتاب الصلح، وهو أي الصلح مشتق من المصالحة، وهي المسالمة بعد المخالفة.

وفي الشرع: عبارة عن عقد وضع بين المتصالحين لدفع المنازعة بالتراضي يحمل على عقود التصرفات، وركنه الإيجاب والقبول الموضوعان للصلح، وشرط كون المصالح عنه مالا أو حقًّا يجوز الاعتياض عنه كالقصاص، بخلاف ما إذا كان حقًا لا يجوز الاعتياض عنه، كحق الشَّفعة، والكفالة بالنفس.

والدليل على جواز الصلح الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيهمَا أَن يُصْلِحَا بَينَهُمَا صُلحًا والصلحُ خَيرٌ ﴾ وأما السنة فقوله عليه السلام : «كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرّم حلالاً" أخرجه أبو داود، واجتمعت الأمة على جوازه، وقال عمر رضي الله عنه: ردوا الخصوم لكي يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن، ومعنى قوله عليه السلام: "إلا صلحًا أحل حرامًا هو الصلح على الخمر»، وقوله: أو حرم حلالا هو الصلح على عبد على أن لا يبيعه ولا يستخدمه.

وفي "الهداية": الحرام المذكور هو الحرام لعينه كالخمر، والحلال المذكور هو الحلال لعينه، كالصلح على أن لا يطأ الضرة، كذا في "" الجوهرة النيّرة" مع الزيادة.

(٥) قوله: "وهو أن لا يقر . . . إلخ" إيماء إلى أن المراد بالسكوت ههنا هو السكوت عن الجواب دون مضلت السكوت؛ لأن معنى مطلق السكوت هو أن لا يتكلم أصلا، كذا في "نتائج الأفكار". عتاب الصلح أُعتُبِرَ فِيه '' ما يُعتَبَرُ في البَيَاعَاتِ '<sup>(۲)</sup> إِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بَمَالٍ، وإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بَمَنَافِع '''، فيُعتَبَرُ بالإجَارَات (٤٠). بالإجَارَات<sup>(٤)</sup>.

والصُّلحُ عَنِ السُّكُوتِ والإنكارِ في حَقّ السَّمُدَّعَى عَلَيهِ لافتِداءِ اليَمِينِ وقَطْع الخُصُومَةِ (٥)، وفي حَقّ المُدّعِي لمَعنى المعنى المعنى الممعنى الممعنى المعنى المعنى المعنى المعنى

(٦) قوله: `وكل ذلك جائز أي وكل من الأنواع الثلاثة التي بينها الشيخ جانز لما بيناه، فإن قوله تعالى: ﴿وَالصلحُ خَيرُ﴾ بإطلاقه يتناولها جميعًا، وهذا عندنا، وعندالشافعي: لا يجوز مع إنكار و سكوت.

ولنا أن الساكت يجوز أن يكون مقراً، ويجوز أن يكون منكرًا، فإذا صالح حملنا ذلك على الصحة دون الفساد، وأما مع إنكار فلأنه موضوع لقطع الدعوي والمخاصمة، وذلك جانز كما في "الجوهرة".

- (١) قوله: "اعتبر. . . إلخ" لوجود معنى البيع، وهو مبادلة المال بالمال في حق المتعاقدين بتراضيهما، فيجري فيه الشفعة إذا كان عقارًا، ويرد بالعيب ويثبت فيه خيار الشرط والرؤية، ويفسده جهالة البدل؛ لأنها هي المفضية إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه؛ لأنه يشترط القدرة على تسليم البـدل حتى لو صالح على عبـد أبق لايصح، كما في "الهداية" و "النهاية" و "الجوهرة".
  - (٢) أي في بيع البياعات، البياعة -بالكسر- متاع وكالا فروختني، كذا في "منتهي الأرب".
- (٣) قوله: "وإن وقع عن مال بمنافع . . . إلخ" صورته: ادعى على رجل شيئًا فاعترف به، ثم صالحه على سكني دار سنة، وركوب دابة معلومة، أو على لبس ثوبه أو خدمة عبد، أو زراعة أرضه مدة معلومة، فهذا الصلح جائز، فيكون في معنى الإجارة، فيجري فيه أحكام الإجارة لوجود معنى الإجارة، وهو تمليك المنافع بمال، فكل منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح. (العناية والعيني)
- (٤) قوله: "فيعتبر بالإجارات" لوجود معناها، فيشترط التوقيت فيها، ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة لأنه إجارة، فإن كان موته قبل الانتفاع بما وقع عليه الصلح، رجع المدعى على دعواه، وإن كان قد انتفع نصف المدة أو ثلثها، بطل من دعواه بقدر ذلك، ورجع على دعواه فيما بقي، وهذا قول محمد: جعله كالإجارة، وقال أبو يوسف: الصلح مخالف للإجارة، فإذا مات المدعى عليه لا يبطل الصلح، وللمدعي أن يستوفي ما في الذمة بعد موته، وكذا إذا مات المدعى لا يبطل الصلح أيضًا في خدمة العبد وسكني الدار وزراعة الأرض، ويقوم ورثته مقامه في الاستيفاء، ويبطل في ركوب الدابة ولبس الثوب، ولا يقوم ورثته مقامه في الاستيفاء؛ لأن الناس يتفاوتون فيه، وإن هلك الشيء الذي وقع الصلح على منفعته، أو استحق بطل الصلح بالإجماع، كذا
- (٥) قوله: "لافتداء اليمين وقطع الخصومة" لأنه في زعمه أن لا حق عليه، وأن المدعى باطل في دعواه، وإنما دفع المال إليه ليكف ويقطع الخصومة. (العيني)
- (٦) قوله: "وفي حق المدعى لمعنى المعاوضة" أي الصلح عن سكوت وإنكار معاوضة في حق المدعى، فبطل الصلح على دراهم بعد دعوي دراهم، إذا تفرّقا قبل القبض، ووجه كونه معاوضة لأن المدعى يزعم أنه بأخذه عوضًا عن مال، وأنه محق في دعواه، ويجوز أن يكون لشيء واحد حكمان مختلفان باعتبار شخصين كالنكاح موجبه الحل في المتناكحين، والحرمة في أصولهما، فيؤاخذ كل واحد منهما بما زعم. (العيني رحمه الله)

الشُفعَةُ (') وإذَا صَالَحَ عَلَى دَارِ وَجَبَت فِيهَا الشُفعَةُ، وإذَا كَانَ الصُلحُ عَن إقرَار، فاستَحَقَّ فيه بَعضَ المَصَالِح عَنهُ، رَجَعَ المُدَّعَى عَلَيه ('') بحصّة ذَلكَ مِن العوض ('')، وإذَا وَقَعَ الصُلحُ عَن سُكُوتٍ أو إنكَارٍ (')، فاستَحَقّ المُتَنَازِعَ فِيه رَجَعَ المدَّعِى بِالخُصُومَة (')، ورَدَّ العوض '')، وإن استَحقّ بعض ذَلك ('') ورَجَعَ رَدَّ حِصّتَه، ورَجَعَ بالخُصُومَة فيه، وإن ادّعَى العوض ('')، وإن استَحقّ بعض ذَلك ('') ورَجَعَ رَدَّ حِصّتَه، ورَجَعَ بالخُصُومَة فيه، وإن ادّعَى حَقًا في دَارٍ ('') ولم يُبيّنهُ، فصُولِحَ مِن ذَلِكَ عَلَى شَيءٍ، ثُمّ استَحَقَّ بَعضَ الدَارِ ('') لَم يَرُدْ شَيئًا

- (٢) قوله: "رجع المدعى عليه" لأن الصلح إذا كان عن إقرار كان معاوضة كالبيع، كذا في "الجوهرة".
- (٣) قوله: "بحصة ذلك من العوض" وهو بدل الصلح الذي دفعه إلى المدعى، صورته: ادعى زيد دارًا في يد عمرو، فأقر عمرو، وصالح زيد على مائة درهم، فصارت المائة في يد زيد، والدار في يد عمرو، ثم استحق نصف الدار مثلا، يرجع عمرو على زيد بخمسين درهمًا. (العيني)
- (٤) قوله: "وإذا وقع الصلح عن سكوت أو إنكار . . . إلخ " توضيحه زيد ادعى دارًا في يد عمرو ، فأنكر أو سكت ، ثم صالح على مائة ، فصار المائة في يد زيد ، والدار في يد عمرو ، ثم استحق كل الدار ، فإن زيدًا يرد المائة إلى عمرو ، ويرجع بالخصومة في الدار مع المستحق ؛ لأنه قائم مقام المدعى عليه حين أخذ المدعى منه ، فيكون له أن يخاصمه ، كذا في "شرح الكنز "للعيني .
- (٥) قوله · "رجع المدعى بالخصومة" ورد العوض لدفع الخصومة عن نفسه، فإذا ظهر الاستحقاق ظهر أنه لا خصومة له، فيبقى العوض في يده غير مشتمل على عرضه، فيستردها.

قلت: ذكر المصنف أن المدعى يرد العوض ولم يذكر أنه هل يجوز للمدعى عليه أن يسترد العوض في هذه المدة، فقد أشار صاحب "الهداية" فيما ذكر من التعليل أنه له الاسترداد، وقوله في آخر التعليل: فيسترد صريح بثبوت ولاية الاسترداد، كذا في "المجتبى".

- (٦) قوله: "و رد العوض" لأن المدعى عليه ما بذل العوض إلا لدفع الخصومة عن نفسه، فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه لا خصومة له، فقد أخذ عوضًا عن غير شيء، كذا في "الجوهرة".
- (٧) قوله: "وإن استحق بعض ذلك . . . إلخ" أى بعض المتنازع فيه، فيرجع بالخصومة، ويرد المدعى إلى المدعى عليه بقدر ما استحق، صورته: استحق نصف الدار مستحق في المسألة المذكورة، يرد زيد إلى عمرو خمسين، ويرجع إلى المستحق بالخصومة في النصف الذي استحقه . (العيني شرح الكنز)
- (٨) قوله: "وإن ادعى حقّا في دار" يعنى حقّا في عين الدار، لا حقّا له بسبب الشفعة؛ لأن الصلح على الشفعة لا يجوز، وقوله: لم يبينه أي لم ينسبه إلى جزء معلوم، كالنصف أو الثلث، ولا إلى جانب معلوم، كالشرقي والغربي أو القبلي، فإن نسبه إلى جزء شائع، ثم استحق بعض الدار نظر إن بقي من الدار مقدار المشاع أو أكثر، فلا رجوع للمدعى عليه بشيء من العوض، وإن بقي أقل منه قسم العوض على جميع المنازع فيه، فما

<sup>(</sup>۱) قوله: "لم يجب فيها الشفعة" قال في "الهداية": معناه إذا كان عن إنكار أو سكوت، لأنه يأخذها على أصل حقه، ويدفع المال دفعا لخصومة المدعى فلا يكون مبادلة مالية يلزمه -أى المدعى عليه- بخلاف ما إذا صالح على دار حيث يجب فيها الشفعة؛ لأن المدعى يأخذها عوضاً عن المال، فكان معاوضة في حقه، فيلزمه الشفعة بإقراره، وإن كان المذعى عليه يكذبه، كذا في "الهداية".

من العوض (۱) والصُلحُ جَائز (۱) من دَعوَى الأموال (۱) والسمنَافع (۱) وجنَايَة العَمَد والخَطَأ (۱) ولا يَجُوزُ من دَعوَى حَد (۱) وإذَا ادّعَى رَجُلٌ عَلَى امرَأَة نِكَاحًا وهِي تَجحَدُ، فصَالحَتْهُ عَلَى مَال بَذَلتهُ حَتّى يَترُكُ الدَعوَى جَازَ (۱) وكَانَ في مَعنَى النحُ لُع (۱) وإذَا ادّعَت امرأَة نِكَاحًا عَلَى رَجُل فصَالحَهَا عَلَى مَال بَذَلتهُ لَهَا لَم يَجُزُ (۱) ، وإن ادّعَى رَجُلٌ عَلَى نِكَاحًا عَلَى مَال بَذَلتهُ لَهَا لَم يَجُزُ (۱) ، وإن ادّعَى رَجُلٌ عَلَى

أصاب المستحق رده على المدعى عليه، وما بقى فهو له، وقوله: "لم يبينه" فيه إشارة ودليل على أن الصلح عن المجهول على معلوم جائز عندنا خلافًا للشافعي. (الجوهرة)

- (٩) أي في ذلك القدر. (ج)
- (۱) قوله: "لم يرد شيئًا من العوض" لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقى -بعد الاستحقاق- بخلاف ما إذا استحق كله -أى جميع الدار- لأنه يعرى العوض -أى بدل الصلح- عند ذلك عن شيء يقابله، فيرجع -المدعى عليه- بكله، كذا في "الجوهرة".
  - (٢) شروع في بيان ما يجوز عنه الصلح، وما لا يجوز.
  - (٣) لأن الصلح عن المال في معنى البيع، فما جاز بيعه، جاز الصلح عنه.
- (٤) قوله: "والمنافع" قيل: صورة الصلح عن دعوى المنفعة أن يدعى على الورثة أن الميت كان أوصى له بخدمة هذا العبد، وأنكر الورثة، وإنما يحتاج إلى ذلك أى هذا التصوير؛ لأن الرواية المحفوظة أنه لو ادعى استئجار عين، والمالك ينكره، ثم صالحا لا يحوز، كذا في "شرح الوقاية"، ومعنى قوله: لأن الرواية المحفوظة يعنى إنا تتبعنا جميع الروايات في هذه المسألة، وحفظناها ولم نجد فيها تجويزًا لصلح عن دعوى استئجار العين، كذا في "حاشية الجلبي".
- (٥) قوله: "وجناية العمد والخطأ [على نفس وما دونها]" أما الأول فلقوله تعالى: ﴿فَمَن عُفى لَه مِن أَحِيهِ شَىءٌ فَاتّبَاعٌ بِالْمَعرُوفِ وَأَدَاءٌ إليه بإحسَان﴾ قال ابن عباس: إنها نزلت في الصلح من دم العمد، كذا في "الهداية"، ومعنى الآية كما قال العيني: فمن عفى له، أي أعطى له من أولياء المقتول من دم أخيه المقتول بسهولة بطريق الصلح شيء فاتباع أي فلولى القتيل اتباع المصالح بعد الصلح بالمعروف أي بحسن معاملة وأداء إليه أي على المصالح أداء ذلك إلى ولى القتيل بإحسان في الأداء، وأمّا الثاني وهو جناية الخطأ فلأن موجبها المال، فيصير عبرلة البيع؛ إلا أنه لا يصح الزيادة على قدر الدية؛ لأنه مقدر شرعًا، فلا يجوز إبطاله، فيرد الزيادة.
- (٦) قوله: "ولا يجوز من دعوى حد" لأنه حق الله تعالى، لاحقه، والاعتياض عن حق الغير لا يجوز، فإذا أخذ رجل زانيا أو سارقًا، أو شارب خمر، وأراد أن يرفعه إلى الحاكم، فصالحه المأخوذ على مال ليترك ذلك، فالصلح باطل، وله أن يرجع عليه بما دفع إليه، كذا في "حاشية الجلبي".
  - (٧) يعني في القضاء، أما فيما بينه وبين الله تعالى، فلا يحل له أن يأخذه إذا كان كاذبًا. (ج)
- (٨) قوله: "وكان في معنى الخلع" لأن أمور المؤمنين محمولة على الصحة إذا أمكن حملها، وقد أمكن حملها وقد أمكن حملها على هذا الوجه، كذا في "الجوهرة".
- (٩) قـوله: "لـم يجـز" لأنه بذل لهـا الـمال لترك الـدعـوى، فإن جعل ترك الـدعـوى منها فرقة، فالزوج لا يعطى العوض في الفرقة، وإن لم يجعل فرقة فلا شيء في مقابلة العوض الذي بذله لهـا، فلا يصح، وفي بعض ح

رَجُلٍ أَنه عَبدُه، فصَالَحَهُ عَلَى مَال أعطَاهُ جَازَ<sup>(۱)</sup>، وكَانَ في حَقّ السمُدَّايَنَة لم يُحمَلْ عَلَى عَلَى مَال، وكُلُّ شَيء وقَعَ عَلَيه الصُلحُ<sup>(۱)</sup> وهُومُستَحَقَّ بِعَقْد السمُدَايَنَة لم يُحمَلْ عَلَى رَجُلِ السمُعَاوَضَة <sup>(1)</sup>، وإنّ مَا يُحمَلُ عَلَى أَنّه استَوفَى بَعضَ حَقّه وأسقَط بَاقِيه، كمَن لَه عَلَى رَجُلٍ السمُعَاوَضَة <sup>(1)</sup>، وإنّ مَا يُحمَلُ عَلَى خَمسمائة ويُوف جَازَ<sup>(0)</sup>، وصَارَ كَأَنّه أبرَأهُ عَن بَعض حَقّه، الفُ درهم جياد، فصالَحَهُ عَلَى خَمسمائة ويُوف جَازَ<sup>(0)</sup>، وصَارَ كَأَنّه أبرَأهُ عَن بَعض حَقّه، ولو صَالَحَهُ عَلَى أَلف مُؤجّلة بَالله مُؤجّلة مَا أَلف مُؤجّلة مُعَلَى خَمسمائة وَالله مَل المَعْمَ عَلَى خَمسمائة وَالله ومَن وكلَ يَجُزُ<sup>(1)</sup>، ولَو كَانَ لهُ أَلفٌ مُؤجّلة ، فَصَالَحَهُ عَلَى خَمسمائة وَالله مَا يَعْرُ أَنْ اللهُ الله ومَن وكلَ يَجُزُ<sup>(1)</sup>، ولَو كَانَ لهُ أَلفٌ مُعَلَى خَمسمائة بِيضٍ لَم يَجُزُ<sup>(1)</sup>، ومَن وكلَ يَجُزُ<sup>(1)</sup>، ولَو كَانَ لهُ أَلفٌ مُعَلَى خَمسمائة بِيضٍ لَم يَجُزُ<sup>(1)</sup>، ومَن وكلَ يَجُرُ<sup>(1)</sup>، ولَو كَانَ لهُ أَلفٌ مَعَلَى خَمسمائة بِيضٍ لَم يَجُزُ<sup>(1)</sup>، ومَن وكلَ يَجُرُ<sup>(1)</sup>، ولَو كَانَ لهُ أَلفُ مُعَلَى خَمسمائة بِيضٍ لَم يَجُوُ<sup>(1)</sup>، ومَن وكلَ

النسخ يجوز، ويجعل المال الذي بذله لها زيادة في مهرها، كذا في "الجوهرة". قال في "فتح المعين": اختار عدم الجواز في "المجتبى" و "الاختيار" و "الملتقى"، وصحح الصحة في "درر البحار"، كما في "الدر"، فقد اختلف التصحيح -انتهى-.

- (١) يعني إذا كان المدعى عليه مجهول النسب، كذا في "الينابيع". (ج)
- (٢) قوله: "وكان... إلخ" لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في حقه؛ لأن في زعمه أنه يأخذ المال الإسقاط حقه من الرق، وذلك جائز، وفي زعم المدعى عليه أنه يسقط به عن نفسه الخصومة، وذلك جائز؛ لأنه يزعم أنه حر الأصل، قال في "الهداية": يكون في حق المدعى بمنزلة الإعتاق على مال، ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل، وفي حق المدعى عليه لدفع الخصومة إلا أنه لا ولاء عليه لإنكار العبد إلا أن يقيم البينة أنه عبده، فتقبل، ويثبت الولاء، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٣) قوله: "وقع عليه الصلح" وهو مستحق بعقد المداينة . . . إلخ بأن أقرض رجلا ألفًا ، أو باعه شيئا بألف نسيئة ، فصالحه على خمس مائة ، جاز هذا الصلح ، ويجعل المصالح آخذا نصف حقه ، ولا يجعل هذا الصلح معاوضة ؛ لأنه يكون ربا ، وتصحيح تصرف المسلم واجب ما أمكن ، وقد أمكن بما ذكرنا . (العيني وغيره)
  - (٤) قوله: "لم يحمل [لما فيه من الربا] على المعاوضة" لأن مبادلة الأكثر بالأقل لا يعجوز. (ملا مسكين)
- (٥) قوله: "جاز" فيجعل مسقطا للقدر والصفة، ومستوفيًا لبعض حقه أو مؤخرًا؛ لأن من استحق الجياد يستحق الزيوف، كذا في "تبيين الحقائق".
- (٦) قوله: "جاز وكأنه . . . إلخ" لأنه لا يمكن جعله معاوضة ؛ لأن بيع الدراهم بجعلها نسيئة لا يجوز ،
   فحملناه على التأخير ، كذا في "الهداية" .
  - (٧) مؤجلا إلى شهر.
- (٨) قوله: "لم يجز" لأن الدنانير غير مستحقة لعقد المداينة، فلا يمكن على التأخير، أي تأخير الحق؛ لأن حق الطالب كان في الدراهم لا في الدنانير، ولا وجه له سوى المعاوضة، وبيع الدراهم بالدنانير نسيئًا لا يجوز لأنه يؤدي إلى الربا- فلم يصح الصلح، كما في "الهداية".
- (٩) قوله: "لم يجز" لأن المعجل خير من المؤجل، وهو أي المعجل غير مستحق بالعقد، فيكون الأجل بإزاء ما حطه عنه، وذلك اعتياض عن الأجل، وهو حرام، كذا في "الهداية".

رَجُلا بالصُّلح عَنهُ فَصَالَحَهُ، لَم يَلزَم الوكيلَ (۱) ماصَالَحَهُ عَلَيه إلا أن يَضمَنَه (۲) والمَالُ لاَزِم للمُوكَلِ (۲) فالصُّلح عَنهُ عَلَى شَيء بِغَيرِ أمرِه، فهُو عَلَى أربَعَة أوجه: إن صَالَحَ بَال (٤) وضَمَّنه تَم الصُّلحُ ، وكذَ لِك كو قَالَ: صَالَحتُك عَلَى ألفَى هذه، أو عَلَى عَبدى هذا، تَم الصُّلحُ ولَزِمهُ (۵) تَسليمُها (۲) إليه، وكذَ لك كو قَالَ (۱): صَالَحتُك عَلَى ألف وسَلّمَها إليه (۱)، وإن قَالَ (۱): صَالَحتُك عَلَى ألف وسَلّمَها إليه (۱)، وإن قَالَ (۱): صَالَحتُك عَلَى ألف وسَلّمَها إليه عَليه قَالَ (۱): صَالَحتُك عَلَى ألف ولم يُسَلّمُها إليه، فالعَقدُ مَوقُوفٌ (۱)، فإن أَجَازَهُ المُدّعَى عَليه

(١١) قوله: "لم يجز" لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة، وهي زيادة وصف، فيكون معاوضة الألف بخمسمائة وزيادة وصف وهو ربا، بخلاف ما إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة سود؛ لأنه إسقاط كله قدراً ووصفًا، وبخلاف ما إذا صالح على قدر الدين، وهو أجود، لأنه معاوضة المثل بالمثل، ولا معتبر بالصفة إلا أنه يشترط القبض في المجلس قبل الافتراق، كما إذا كان له ألف درهم نبهرجة، فصالحه منها على ألف درهم جيدة جاز، ويكون القبض قبل الافتراق شرطًا؛ لأنه استبدال، فيكون صرفًا، كذا في "الجوهرة النيرة".

(۱) قوله: "لم يلزم الوكيل... إلخ" قال في "الهداية": تأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم العمد، أو كان الصلح على بعض ما يدعيه -المدعى من الدين؛ لأن هذا الصلح إسقاط محض، فكان الوكيل فيه سفيرًا ومعبرا، فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح فإنه سفير ومعبر، فلا يلزمه شيء - إلا أن يضمنه؛ لأنه حينيذ هو مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح، أما إذا كان الصلح عن مال بمال فهو بمنزلة البيع، فيرجع الحقوق إلى الوكيل، فيكون المطالب هو الوكيل دون الموكل.

(۲) قوله: "إلا أن يضمنه [للذي صالحه]" بأن يقول الوكيل: صالحتُك على أنى ضامن ببدل الصلح،
 فحينيذ يطالب الوكيل بحكم الكفالة. (الفاتح)

(٣) قونه: "للموكل" اللام ههنا للوجوب، أي يجب المال على الموكل، واللام يجيء بمعنى "على"
 للوجوب، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُم فَلَهَا﴾ أي عليها. (الفاتح)

(٤) قوله: "إن صالح . . . إلخ" يريد به أن يقول: صالحنى من دعواك مع فلان على ألف على أنى ضامن بها ، أو قال: بألف من مالى ، أو بألف على ، أو على ألفى هذه ، فإذا فعل فالمال لازم للوكيل ؛ لأنه متبرع ، ولا يكون له شيء من المدعى ، وإنما هوللذى هو في يده ، كذا في "الجوهرة" .

(٥) لأنه لما أضافه إلى مال نفسه، فقد التزم تسليمه، وهذا وجه ثانٍ.

- (٦) أي تسليم الألف.
- (٧) هذا وجه ثالث. (ج)
- (٨) لأن التسليم يوجب سلامة العوض له، فيتم العقد. (ج)
  - (٩) هذا وجه رابع . (ج)

(١٠) قوله: "فالعقد موقوف" هذا اختيار بعض المشايخ، وقال بعضهم: بل ينفذ فيها على المصالح، وإنما يتوقف في قوله صالح فلانًا على ألف درهم من دعواك على فلان، كذا في "الكفاية".

وقال العلامة الشَّيخ أبو بكر بن على بن محمد الحدّاد اليمني صاحب "الجوهرة النيّرة": وإنما وقف لأن العاقد

<sup>(</sup>١٠) قوله: "ألف درهم سود" المراد من السود الدراهم المضروربة من النقرة السوداء. (الفاتح)

جَازَ، ولَزِمَه الأَلْفُ، وإن لَم يُجِزهُ بَطَلُ (')، وإذَا كَانَ الدَينُ بَينَ الشَريكَينِ، فصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِن نَصِيبِه عَلَى ثُوبِ، فشَريكُه بالخِيَارِ ('')، إن شَاءَ اتّبَعَ الذي عَلَيه الدَينُ بنصفه، وإن شَاءَ أَخذَ نَصَفَ التَوبِ إلا أن يَضمَن لَه شَريكُه ('') رُبعَ الدَينِ ('')، ولو استَوفى نِصَفَ نَصِيبِه مِن الدَينِ كَانَ لِشَريكَه أن يُشاركهُ فيمَا قَبَضَ، ثُم يَرجِعَان (' ) عَلَى الغَرِيمِ بِالبَاقِي، ولو استَرَى الدَينِ عَلَى الشَريكَ أن يُشاركهُ فيمَا قَبَضَ، ثُم يَرجِعَان (' ) عَلَى الغَرِيمِ بِالبَاقِي، ولو استَرَى أحدُهما بِنَصِيبِه مِن الدَينِ سِلعَةً كَانَ لِشَريكِه أن يَضمَن نَه (' ) رُبعَ الدَينِ، وإذَا كَانَ السَلَمُ (' ) بَينَ الشَريكَ مِن الدَينِ مِن الدَينِ سِلعَةً كَانَ لِشَريكِه أَن يَضمَن المَالِ، لم يَجُزعِن عَندَ أبي حَنيفة بَينَ الشَريكَينِ، فصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِن نَصِيبِهِ عَلَى رَأْسِ السَمَالِ، لم يَجُزعِندَ أبي حَنيفة ومُحَمّد رَحمَهُمَا اللهُ تُعَالَى (' )، وقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحمَهُ اللهُ تُعَالَى: يَجُوزُ الصُلُحُ (' ).

تبرع بالعقد، ولم يتبرع بالمال؛ لأنه لم يضف المال إلى نفسه، فلم يلزمه، فإن أجازه المطلوب لـزمه المال، وإن لم يجزه بطل.

(١) وقد ذكر الخجندي وجهًا خامسًا، وهو مذكور في "الجوهرة النيّرة"، فليرجع إليها.

(۲) قوله: "فشريكه بالخيار . . . إلخ " الأصل أن الدين المشترك بين اثنين إذا كان بسبب واحد، فمتى قبض أحدهما شيئًا منه ، فإن المقبوض من النصيبين جميعًا ، فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض ، ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض حتى ينفذ تصرفه فيه ، ويضمن لشريكه حصته ، وإنما كان المقبوض من النصيبين جميعًا ؛ لأنا لو جعلناه من أحدهما قسمنا الدين حال كونه في الذمة ، وذلك لا يجوز ؛ لأن القسمة تميز الحقوق ، وذلك لا يتأتى فيما في الذمة ، وإذا لم تجز القسمة صار المقبوض من الحقين والدين المشترك أن يكون واجبًا بسبب متحد ، كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة ، وثمن المال المشترك والموروث بينهما ، وقيمة المستهلك المشترك ، فإذا عرفنا هذا نقول : في مسألة الكتاب له أن يتبع الذي عليه الأصل ؛ لأن نصيبه باق في ذمته ؛ لأن القابض قبض نصيبه ، لكن له حق المشاركة ؛ لأنه قبل أن يشاركه فيه باق على ملك القابض . (الجوهرة)

(٣) قوله: "إلا أن يضمن له شريكه . . . إلخ" لأن حقه في الدين لا في الثوب، ولا فرق فيه بين أن يكون الصلح عن إقرار أو سكوت أو إنكار، ثم ههنا قيدان آخران، الأول أن يكون المصالح عنه دينًا؛ لأنه لو كان الصلح عن عين مشترك يختص المصالح ببدل الصلح، وليس لشريكه أن يشاركه فيه لكونه معاوضة من كل وجه؛ لأن المصالح عنه مال حقيقة ، بخلاف الدين .

الثّاني: أن يكون المصالح عليه ثوبًا، والمرادبه خلاف جنس الدين؛ لأنه لو صالحه على جنسه يشاركه فيه، ويرجعان على المديون، وليس للقابض فيه خيار؛ لأنه بمنزلة قبض بعض الدين. (العيني)

- (٤) هذا إذا كان ثمن السلعة مثل نصف الدين. (ج)
- (٥) لأن المقبوض صار مشتركًا، فهو من الحقين جميعًا. (ج)
  - (٦) لأنه صار قابضًا بالمقاصة كملا. (ج)
    - (٧) أي المسلم فيه . (ج)
- (٨) قوله: "لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما تعالى . . . إلخ " أي رجلان أسلما إلى رجل في طعام، ثم صالح أحدهما من نصيبه على رأس المال، لم يجز عندهما، وعند أبي يوسف: يجوز، فالحاصل أنه يتوقف

وإذا كَانَتِ التَرِكَةُ (١) بَينَ وَرَثَة فأخرَجُوا أَحَدَهُم مِنهَا بَال أعطوهُ إِيّاهُ، والتَرِكَةُ عَقَارٌ أو عُرُوضٌ جَازَ (٢) قَلِيلا كَانَ ما أعطوه أو كثيرًا، فإن كَانَتِ التَرِكَةُ فَضّةً فَضَةً فَاعطُوه ذَهَبًا، أو ذَهَبًا وَفَضّةً وَغَيرَ ذَلِكَ، فَصَالَحُوهُ عَلَى ذَهَبِ فَأَعطُوهُ فَضّةً، فَهُو كَذَلِكَ الْكَ فَعَالَحُوهُ عَلَى ذَهَبِ فَأَعطُوهُ فَضّة، فلا بُدّ أَن يَكُونَ ما أعطوهُ أكثَر (٥) مِن نَصِيبِه مِن ذَلِكَ الجِنسِ حَتّى (١) يَكُونَ نَصِيبُه أوفضة، فلا بُدّ أن يَكُونَ ما أعطوهُ أكثَر (٥) مِن نَصِيبِه مِن ذَلِكَ الجِنسِ حَتّى (١) يَكُونَ نَصِيبُه مَن الرَّيَادَةُ بِحَقّة مِن بَقِيّة الميرَاث، وإذَا كَانَ في التَرِكَة دَينًا عَلَى النّاسِ، فأد خَلُوهُ في هذا الصلح عَنْدهما على إجازة صاحبه، فإن رده بطل أصلا، ويكون الطعام المسلم فيه أيضًا بينهما، وعنده الصلح عليهما، فكأنهما صالحاه، فيكون نصف رأس المال بينهما، ونصف الطعام المسلم فيه أيضًا بينهما، وعنده الصلح جائز على من باشره، وله نصف رأس المال، وشريكه إن شاء شاركه فيما قبض، ثم يتبعان المطلوب بنصف الطعام على المسلم إليه بنصف المسلم فيه، إلا إذا توى ما على المسلم إليه، فيرجع على الشريك المصالح، ثم المصالح بالخيار، إن شاء دفع إليه نصف ما قبض، وإن شاء دفع إليه ربع المسلم فيه. (وان شاء دفع إليه ربع المسلم فيه.) (ملا مسكين رحمه الله)

(٩) قوله: "يجوز الصلح[اعتباراً بسائر الديون. (ج)]" لأنه دين مشترك، فإذا صالح أحدهما على حصته جاز، كما في سائر الديون، ولهما أنه لو جاز فإما أن يجوز في نصيبه خاصة، أو في النصف، فعلى الأول يلزم قسمة الدين قبل القبض؛ لأن خصوصية نصيبه لا تظهر إلا بالتمييز، ولا تمييز إلا بالقسمة، وقد تقدم بطلانها، وإن كان الثاني فلا بد من إجازة الآخر؛ لأنه فسخ على شريكه عقده، فيفتقر إلى رضاه. (العيني)

(١) شروع في التخارج.

(۲) قوله: "جاز" لأنه أمكن تصحيحه بيعًا، وفيه أى في جواز التخارج أثر عثمان رضى الله عنه، فإنه صالح تماضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنها عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار، كذا في "الهداية"، وفي حوالله أن عبد الرحمن بن عوف لما مات كان له أربع نسوة، وإحدى نساءه وهي تماضر صالحت عن حصتها أى ربع ثمنها لوجود الأولاد على ثمانين ألف دينار، وهذا غريب. رورى عبد الرزاق في "مصنفه" عن عمرو بن دينار أن إحدى نساءه الثلاث صالحت عن ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم، وروى الواقدى أنه كانت له أربع نسوة، وإحدى نساءه صالحت عن ربع الثمن بمائة ألف، وروى الإمام محمد في "الأصل": أن إحدى نساءه صالحت على ثلاثة وثمانين ألفًا على أن أخرجوها من الميراث، ولم يبين أنها دراهم أو دنانير، وقال شمس الأثمة السرخسى: إنه كان له أربع نسوة، وإحدى نساءه صالحت عن ربع الثمن على الشطر من حصتها، وهو كان ثلاثة وثمانين ألفًا هذا.

- (٣) كانت التركة.
- (٤) أي جاز قليلا كان أو كثيرًا؛ لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس، فلا يعتبر التساوي، ويعتبر التقابض في المجلس؛ لأنه معتبر بالصرف، وإن افترقا قبل القبض بطل. (الجوهرة وغيرها)
  - (٥) قوله: "أكثر" فإذا كان مساويًا لنصيبه أوأقل، أولم يعلم مقدار نصيبه، بطل الصلح كذا في "العناية".
- (٦) قوله: "حتى يكون نصيبه بمثله" والزيادة بحقه من بقية الميراث احترازًا عن الربا، ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة؛ لأنه صرف في هذا المقدار، وإن كان بدل الصرف عرضًا جاز مطلقًا لعدم الربا. (الجوهرة)

محتصر القدوري المصالح المصالح المصالح المصلح على أن يُخرِجُوا المصالح المصلح على أن يُخرِجُوا المصالح المصالح المسلم المصلح على المصلح على المصلح على المصلح على المصلح على المصلح على المصلح أن يَبرَأُ الغُرَمَاءُ منهُ، ولا يَرجعُ عَلَيهم بنصيب المُصالَح عَنهُ، فالصلحُ جَائزٌ (").

# الهِبَةُ تَصِحُ (٥) بالإيجَابِ والقَبُولِ، وتَتِمُّ بالقَبضِ (٢)، فإن قَبَضَ المَوهُوبُ لهُ فِي

(١) قوله: "المصالح" -بكسر اللام- والضمير في "عنه" راجع إلى الدين؛ لأن فيه تمليك الدين لغير من هو عليه، وهو حصة المصالح، وتمليكه من غير من عليه الدين لا يجوز، فصار كأن المصالح يملك الدين الذي على الغرماء من الورثة. قوله: فالصلح باطل، أي في العين والدين، كذا في "الجوهرة" و "الفاتح".

(٢) قوله: "فالصلح باطل" في الدين والعين معًا؛ لأن فيه تمليك الدين من غيرليس عليه الدين، وهو باطل، وإذا بطل في حصة الدين بطل في الكل؛ لأن الصفقة واحدة. وقد ذكر لصحته صلة، فقال فإن

(٣) قوله: "فالصلح جائز" لأنه إسقاط، أو هو تمليك الدين ممن هو عليه، وذلك جائز، وهذه حيلة الجواز، وحيلة أخرى أن يجعلوا قضاء نصيبه متبرعين، وفي الوجهين ضرر بهم، والأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه، ويصالحوه عما وراء الدين، ويحيلهم على استيفاء نصيبك من الغرماء، كذا في "الجوهرة النيّرة".

(٤) قوله: "كتاب الهبة [أي هذا كتاب في بيان الهبة]" وزنها علة حذف فاء الفعل؛ لأن أصلها وهب من وهب يهب كعدة أصلها وعد من وعد يعد، وهي في اللغة التبرع والتفضل بما ينتفع به الموهوب له مطلقًا، قال الله تعالى: ﴿ فَهَبُ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيّا ﴾ الآية، كذا في "شرح الكنز " للعيني، وقال المحقق الجلبي: هو لغة إعطاء النشيء بغير عوض مالاكان أو غيره، قال الله تعالى: ﴿ يَهَبُ لِمَن يشَاءُ إِنَاتًا وَيَهُبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُور ﴾ -انتهي - .

قال في "الجوهرة": وفي الشرع: عبارة عن تمليك الأعيان بغير عوض، وهي جائزة بالكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِن طِبنَ لَكُم عَن شَيَّء منهُ نَفسًا فَكُلُوهُ هَنيِئًا مَرينًا﴾ أى هنيئًا لا إثم فيه، مريئًا لا ملامة فيه، وهو قوله عليه السلام: «تهادوا وتحابوا». قال في "الهداية": وعلى ذلك انعقد الإجماع، وسببها إرادة الخير للواهب، وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك، وفي الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع مميزًا غير مشغول، وركنها الإيجاب والقبول، وحكمها: تُبوت الملكِ للموهوب له غير لازم، فله الرجوع والفسخ، وأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة، كذا في "الدر المختار"، الهبة: تمليك باختيار، ويتم بالقبض، والصلح تمليك بغير اختيار، فيكون بينهما مناسبة ، كذا في "الفاتح".

(٥) قوله: "تصح" إنماقال: تصح، وفي البيع ينعقد؛ لأن الهبة بالإيجاب وحده، ولهذا لو حلف لايهب، فوهب ولم يقبل الموهوب له حنث، وأما البيع فلا يتم إلا بهما جميعًا ، حتى لو حلف لا يبيع فباع، ولم يقبل الآخر لا يحنث، فلهذا استعمل لفظ ينعقد في البيع، كذا في "الجوهرة".

واعلم أن في ركنها اختلاف المشايخ، قال الإمام خواهر زاده: هو مجرد إيجاب الواهب، وذكر الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام، وإليه يشير ما في القهستاني، واختاره في بعض المتون كالكنز .

وقال في "المبسوط": إن القبض في الهبة كالقبول في البيع، وقال صاحب "التحفة": ركنها الإيجاب والقبول، ووجهه أن الهبة عقد، والعقد هو الإيجاب والقبول، واختاره صاحب "تنوير الأبصار" و "القدوري" .

(٦) لقوله عليه السلام: «لا يجوز الهبة إلا مقبوضة» أي لا يثبت الملك إلا بعد القبض؛ لأن الجواز بدونه

المَجلسِ بِغَيرِ إذن الوَاهِبِ جَازَ<sup>(۱)</sup>، وإن قَبَضَ بَعدَ الافترَاقِ<sup>(۱)</sup>، لم تَصِح<sup>(۱)</sup> إلا أن يَأذَنَ لَهُ الوَاهِبُ في القَبضِ<sup>(۱)</sup>، وتَنعَقِدُ الهِبَةُ بِقَولِه: وَهَبتُ (۱) وَنَحَلتُ (۱) وأعطيت (۱) وأطعَمتُك (۱) هَذَا الطَعَامُ (۱) وجَعَلتُ هَذَا الثَوبَ لكَ (۱۱) وأعمَرتُك (۱۱) هَذَا الشَيءَ،

وحَمَلتُكَ عَلَى هذه الدَابّة، إذَا نَوَى بِالْحُملانِ الهِبة (١١١)، ولا تَجُوزُ الهِبَةُ فِيمَا يُقَسّمُ إلا

ثابت إجماعًا.

- (١) استحسانًا. (ج)
  - (٢) عن المجلس.
- (٣) قوله: "لم تصح إلا أن يأذن . . . إلخ" قال في "الهداية": القياس أن لا يجوز في الوجهين، وهو قول الشافعي رحمه الله، لأن القبض تصرف في ملك الواهب، إذ ملكه قبل القبض باق، فلا يصح (القبض) بدون إذنه، ولنا أن القبض في الهبة بمنزلة القبول في البيع من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه، وهو الملك والمقصود منه إثبات الملك للموهوب له تحقيقاً لمقصوده، فيكون الإيجاب منه تسليطاً للموهوب له على القبض، بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق؛ لأنا إنما أثبتنا التسليط في الهبة إلحاقًا له بالقبول، والقبول يتقيد بالمجلس، فكذا ما يلحق به ، بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس؛ لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح.
- (٤) قوله: "إلا أن يأذن له الواهب في القبض" فالإذن تسليط منه على القبض، والتسليط يبقى بعد المجلس كالتوكيل. (الجوهرة النيرة)
  - (٥) لأنه صريح في هذا الباب. (الفاتح)
- (٦) قوله: "ونحلت [أى أعطيت لكثرة استعماله فيها]" قال فى "المغرب": نحلت كذا، أى أعطاه إياه بطيبة من نفسه من غير عوض، وفى حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنها أحدًا وعشرين وسقًا.
  - (٧) لأنها مستعملة في معنى الهبة. (الفاتح)
- (٨) قوله: "أطعمتك [لأن الإطعام صريح في الهبة، كذا في "شرح الكنز" للعيني]. . . إلخ" في اللغة: أطعمتك هذا الطعام، جعل الغير طاعمًا، وفي الشرع: عبارة عن الهبة؛ لأنه يراد به التمليك، قال في "الهداية": الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه، فإنه يراد به تمليك العين، بخلاف ما إذا قال: أطعمتك هذه الأرض حيث تكون عارية؛ لأن عينها لا تطعم. (الجوهرة والفاتح)
  - (٩) ولو على وجه المزاح.
  - (١٠) لأن اللام للتمليك.
- (١١) قوله: "وأعمرتك" لقوله عليه السلام: «من أعمر عمرى فهو للمعمر له حال حياته ولورثته من بعد الموت»، كذا في "شرح الكنز" للعلامة العيني.
- (۱۲) قوله: "إذا نوى بالحملان الهبة" لأن المراد به الإركاب حقيقة، فيكون عارية، وتستعمل في الهبة مجازًا، يقال: حمل الأمير الفلان على فرس، أي وهبه، فيحمل عليها عند النية؛ لأنه نوى محتمل كلامه، وفيه تشديد عليه. (العيني والبحر)

مَحُوزَةً مَقسُومَةً (١) وهَبَةُ ال شَاع (٢) فيمَا لا يُقَسَّم ( $^{(7)}$  جَائزَةٌ  $^{(1)}$  .

ومَن وَهَبَ شِقصًا مُشَاعًا، فالهِبَةُ فَاسِدةٌ ''، فإن قَسَمَه '' وسَلّمَه جَازَ ''، ولَو وَهَبَ دَقيقًا في حِنطَة ، أو دُهنًا في سِمسِم ، فالهِبَةُ فَاسِدةٌ (^) ، فإن طَحَن ('' وسَلّم ('') لم يَجُز ('') ، وإذَا كَانَت العَينُ في يَد المَوهُوب لَه مَلَكَهَا ('') بالهبَة و ("') إن لَم يُجَدّد فيها قَبضًا،

(۱) قوله: "ولا تجوز الهبة فيما يقسم [يعنى به أن يبقى منتفعًا قبل القسمة وبعدها] إلا محوزة [أى مفرغًا من أملاك الواهب وحقوقه] مقسومة "ومعنى قوله: "لا تجوز أى لا يثبت الملك فيها، لأنها في نفسها وقعت جائزة، لكن غير مثبتة للملك قبل تسليمها محوزة، فإنه لو قسمها وسلّمها مقسومة صحت، قيد بكونها محوزة احترازًا عما لو وهب الثمر على النخل بدونها، والزرع بدون الأرض، ومحوزة بوزن مقولة اسم مفعول من حازه إذا جمعه، وإنما لم تجزهبة المشاع فيما يقسم لأن القبض منصوص عليه في الهبة، قال عليه الصلاة والسلام: لاتجوز الهبة إلا مقبوضة، فيشترط كمال القبض، والمشاع لا تقبله إلا بضم غيره إليه، وذلك غير موهوب، ولأن في تجويزه إلزامه شيئًا لم يلزمه، وهو القسمة. (الجوهرة والفتح)

(٢) قوله: "وهبة المشاع. . . إلخ" الحد الفاصل بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها أن كل ما كان مشتركًا بين اثنين، فطلب أحدهما القسمة، وأبي الآخر، فإن كان للقاضي أن يجبر الآبي على القسمة، فهو مما يحتملها كالدار والبيت الكبير، وإن كان مما لا يجبره فهو مما لا يحتملها كالحمام، ويشترط لصحة هبة المشاع الذي لا يحتملها أن يكون قدرًا معلومًا، فلو وهبه نصيبه من عبد، ولم يعلم به لم يجز للجهالة .

واعلم أن هبة المشاع فيما لا يقسم تفيد الملك للموهوب له على وجه لا تستحق المطالبة بالقسمة؛ لأنها لا تمكن، وأما المهاباة فلا تجب في ظاهر الرواية؛ لأنها إعارة، فإن كل واحد منهما يصير معيرًا نصيبه من صاحبه، والجبر على الإعارة غير مشروع، وفي رواية: تجب. (الفتح والجوهرة)

- (٣) قوله: "فيما لا يقسم" أى ليس من شأنه أن يقسم، بمعنى أنه لا يبقى منتفعًا به بعد القسمة أصلا كعبد واحد ودابة واحدة، أو لا يبقى منتفعًا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة، كالبيت الصغير والحمام الصغير والثوب الصغير، كذا في "الدر المختار".
  - (٤) لأن القبض الكامل فيه لا يتصور، فاكتفى بالقاصر منه.
- (٥) قوله: "فاسدة" أي لا يثبت حكمًا، وهو الملك، وإن اتصل به القبض مشاعًا، ويكون مضمونًا على الموهوب له إذا قبض، كذا في "الكفاية".
  - (٦) بعدماوهب مشاعًا.
- (٧) قوله: "جاز" لأن تمام الهبة بالقبض، وعنده لا شيوع فيه، ولو سلّم شائعًا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه، ويكون مضمونًا عليه، وينفذ فيه تصرف الواهب، ذكره الطحاوي وقاضي خان، وذكر عصام أنها تفيد الملك، وبه أخذ بعض المشايخ، كذا في "شرح الكنز" للعيني.
  - (٨) لأنه معدوم، فلا يملك إلا بعقد جديد، كذا في الدر المختار ..
    - (٩) الحنطة.
    - (١٠) الدقيق.
    - (١١) لأن هذا العقد وقع على المعدوم فيلغو . (الفاتح)

وإذَا وَهَبَ الأَبُ لابنه الصَغيرِ هِبَةً مَلَكَها (') الابنُ بالعَقد، وإن وَهَبَ له (') أجنبِي هِبَةً تُمْت بِقَبضِ الأَب، وإذَا وَهَبَ لليَتيم هِبَةً فَقَبَضَهَا لهُ وَلِيّه (آ) جَازَ (ا) ، وإذَا فَى حجرِ أُمّه فقَبْضُهَا لهُ وَلِيّه (آ) جَائِرٌ (ا) ، وإذَا وَهَبَ لليَتيم هَبَةً فَقَبْضَهَا لهُ وَلِيّه اللهِ بَعَن اللهَ عَائِرٌ ، وإن قَبضَ الصَبِي لَه جَائِرٌ ، وإن قَبضَ الصَبِي للهَ بَائِرٌ ، وهُوَيَعقل (() ، وإذَا وَهَبَ اثنَان مِن وَاحد دَارًا جَازَ (() ، وإن وَهَبَ وَاحِدٌ مِن الثَينِ لَم تَصح (() عند أبي حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ . وقَالا رَحِمَهُ مَا اللهُ تَعَالَى: تَصِح .

قوله: "وإن لم يجدد فيها قبضًا" يعني إذا كانت في يده وديعة، أو عارية، أو مغصوبة، أو مقبوضة بالعقد الفاسد، أما إذا كانت رهنًا، فإنه يحتاج إلى تجديد القبض، وروى أنه لا يحتاج، كذا في "الجوهرة النيّرة".

(١٣) وصلية.

- (١) قوله: "ملكها الابن بالعقد" لأنها في قبض الأب، فينوب عن قبض الهبة، ولا فرق بين ما إذا كانت في يده أو يدمودعه؛ لأن يده كيده دائمًا، قيد بقوله: لابنه الصغير لأنه لو وهب شيئًا لابنه الكبير يشترط قبضه، وإن كان في عياله، ولا يكفي بقبض أبيه عندنا، وكذا حكم الأم في الصورتين. (الجوهرة وملا مسكين)
  - (٢) أي للابن.
  - (٣) وهو وصيّ أبيه أو جده أو القاضي، أو من نصبه القاضي. (ج)
    - (٤) لأن له عليه ولاية. (ج)
- (٥) قوله: "فقبضها له جائز [لأن لها الولاية فيما ترجع إلى الحفظ، وحفظه ماله، وهذا أي قبض الهبة من باب الحفظ، وهذا إذا كان الأب ميتًا أو غائبًا غيبة منقطعة. (ج)]" لأن له عليه يدًا معتبرة، ألا ترى أنه لا يتمكن أجنبي آخر أن ينتزعه من يده، وهذا مع عدم الأربعة الذين ذكرناهم، وهم وصى أبيه أو جده أو القاضى، أو من نصبه القاضى. (الجوهرة)
  - (٦) والمراد بالعقل هنا أن يكون مميزًا يعقل التحصيل. (الفتح)
    - (٧) الأنه نفع في حقه. (ج)
  - (٨) لأنهما سلماها جملة واحدة، وهو قبضها جملة واحدة، فلا شيوع.
- (٩) قوله: "لم تصح" لأن التمليك لكل واحد منهما تمليك البعض الشائع من كل منهما؛ لأنه لا وجه له سوى هذا، وهذا باطل، وقالا: يجوز ذلك؛ لأن هذا التمليك واحد منهما، فلم يتحقق فيه الشيوع، وبه قالت الثلاثة، كذا في "شرح الكنز" للعيني.

<sup>(</sup>۱۲) قوله: "ملكها بالهبة" لأنها في قبضه، والقبض هو الشرط، والأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر، وإذا اختلفا ناب المضمون عن غير المضمون، ولاينوب غير المضمون عن المضمون. بيانه: إذا كان الشيء مغصوبًا في يده، أو مقبوضًا بالبيع الفاسد، ثم باعه منه بيعًا صحيحًا جاز، ولا يحتاج إلى قبض آخر لاتفاق القبضين، وكذا إذا كان عارية أو وديعة فوهبه له، لا يحتاج إلى قبض آخر لاتفاقهما ولا كلاهما أمانة، ولو كان مغصوبًا في يده، أو مقبوضًا بالعقد الفاسد، فوهبه من صاحب اليد، لا يحتاج إلى قبض آخر، وإن كان وديعة أو عارية، فباعه منه، فإنه يحتاج إلى قبض جديد؛ لأن قبض الأمانة لا ينوب عن المضمون.

وَإِذَا وَهَبَ لأَ جنبَى هَبَةً، فلهُ الرُّجُوعُ () فيهَ الا أَن يُعَوضَه عَنهَا أُو يَزيدَ زَيادَةً مُتَّصِلَةً () أو يَمُوتَ أَحَدُ المُتعَاقدَينِ () أو يَخرُجَ () الهِبَةُ من ملك المصوهُوب له وإن وهَبَ هَبَةً لذى رَحم مَحرَم مِنهُ () فلا رُجُوعَ فِيهَا () وكذَ لكَ ما وَهَبَهُ أَحَدُ الزَوجَين للآخرِ () . وإذَا قَالَ المَوهُوبُ لَهُ لَلوَاهِبَ خُذ هَذَا عَوضًا عَن هَبَتِكَ أو بَد لا عَنهَا، أو في مُقابَلَتِهَا، فقبَضَهُ الله المُوهُوبُ لَهُ لَلوَاهِبُ حُوثُ أَو بَد لا عَنهَا، أو في مُقابَلَتِهَا، فقبَضَهُ الواهِبُ سَقَطَ الرُّجُوعُ () وإذَا استُحقَّ نصفَ الهِبَة رَجَعَ بِنصف العوض وإن استُحقَّ نصفَ الهِبَة رَجَعَ بِنصف العوض وإن استُحقَّ نصفَ العوض من العوض

- (٢) المراد بالزيادة المتصلة هو الزيادة في نفس الموهوب بشيء يورث زيادة في القيمة.
- (٣) قوله: "أو يموت أحدُ المتعاقدين" أى الواهب أو الموهوب له؛ لأن بموت الواهب، يبطل خياره؛ لأنه وصف له، وهو لا يورث، كخيار الرؤية والشرط، وبموت الموهوب له ينتقل الملك إلى ورثته، وهم لم يستفيدوه من جهة الواهب، فلا يرجع عليهم، كذا في "شرح الكنز" للعيني.
- (٤) لأن الخروج حصل بتسليط الواهب، فلا ينقضه أى الواهب؛ لأن سعى الإنسان في نقض ماتم من جهته مردود.
- (٥) قوله: "وإن وهب هبة لذى رحم محرم منه، فلا رجوع فيها" هذا إذا كان سلمها إليه أما قبل ذلك، فله الرجوع، وهذا أيضًا إذا كان حرّا، أما إذا وهب لأخيه، وهو عبد فقبضها فله الرجوع؛ لأن الهبة لم تحصل صلة للرحم؛ لأنه لا ينتفع بها، ولا يجوز تصرفه فيها. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "فلا رجوع . . . إلخ" لقوله عليه السلام: إذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع فيها، ولأن
   المقصود فيها الصلة، وقد حصل، كذا في "الهداية".
- (٧) قوله: "وكذلك ما وهبه أحد الزوجين للآخر [وفي نسخة: من آخر]" لأن المقصود بها صلة الرحم؛ لأن الزوجية أجريت مجرى القرابة بدليل أنه يحصل بها الإرث في جميع الأحوال، وإنما ينظر إلى هذا وقت الهبة حتى لو تزوجها بعد ما وهب لها فلها الرجوع؛ لأن العقد أوجب له الرجوع قبل التزويج، فكذا بعده، وإن أبانها بعد ما وهب لها، والعين باقية في يدها، فلا رجوع له؛ لأن العقد وقع غير موجب للرجوع، وإن وهب لذي رحم غير محرم، أو محرم غير ذي رحم، جاز له الرجوع فيما وهب. (الجوهرة)
  - (٨) لحصول المقصود، ولأن العوض لإسقاط الحق، وهذه العبارات تؤدى معنى واحدًا. (الجوهرة)
    - (٩) لأن العوض لإسقاط الحق، فيصح من الأجنبي، كبدل الخلع والصلح. (ج)
- (١٠) قوله: "لم يرجع. . . إلخ" لأن العوض ليس ببدل حقيقة بدليل أنه يجوز أن يعوضه أقل من جنسه في

<sup>(</sup>١) قوله: "فله الرجوع" قال ابن الملك، إلا أنه يكره، وقال الشافعي: لا رجوع فيها، لنا قوله عليه السلام: «الواهب أحق بهبته ما لم يتب عنها»، أي ما لم يعوض عنها، وأما الكراهة فلقوله عليه السلام: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» وهذا لاستقباحه، وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة، والمراد من الهبة الموهوب؛ لأن الرجوع إنما يكون في حق الأعيان دون الأقوال، كذا في "النهاية" و" الجوهرة" وغيرهما.

الهِبة، ولا يَصِحُ (الرُّجُوعُ في الهِبة إلا بِتَراضِيهِ مَا أُوبِحُكمِ الْحَاكِمِ، وَإِذَا تَلْفَتِ العَينُ المُوهُوبَةُ، ثُمَّ استَحَقَّهَا مُستَحقٌ فَى الهِبة إلا بِتَراضِيهِ مَا أُوبِحُكمِ الْحَاكِمِ، وَإِذَا تَلْفَتِ العَينُ المُوهُوبُ لَه، لَم يَرجع عَلَى الوَاهِبُ (الشَّيءُ (المَّهُوبَةُ وَالمَّمَونَ العَوضَينِ جَمِيعًا (اللهُ وَإِنَّ التَقابضَا صَحَّ العَقَدُ، وإِذَا تقابضَا صَحَّ العَقَدُ، وكَانَ في حُكمِ البَيع يُرَدُّ بالعَيبِ وحيارِ الرُّوية، ويَجبُ فيهَ الشَّفعَةُ، والعُمرَى جَائزةً (المُعْمَرِ لَه في حَال حَياتِه ولورَثَتِه بَعَد مَوتِه، والرُّقبَى بَاطِلةً (١) عند أبى حَنيفَة ومُحَمّد للمُعْمَرِ لَه في حَال حَياتِه ولورَثَتِه بَعَد مَوتِه، والرُّقبَى بَاطِلةً (١) عند أبى حَنيفَة ومُحَمّد

المقدرات، ولوكان معاوضة لما جاز للربا، وإنما أعطاه ليسقط حقه في الرجوع، كما مر آنفًا، إلا أنه لم يرضَ بسقوط حقه إلا بسلامة كل العوض، فإذا لم يسلّم له كله، كان له الخيار إن شاء رضي بما بقي من العوض، وإن شاء رد الباقي عليه، كذا في "مجمع الأنهر".

- (۱) قوله: "ولا يصح الرجوع في الهبة. . . إلخ" لأن حكم العقد قد ثبت وتم ، والرفع بعد الثبوت يوقف على فسخ من له ولاية الفسخ ، وهو القاضى ، والمتعاقدان كالرد بالعيب بعد القبض ، فما لم يقض القاضى أو لم يفسخاها بالتراضى ، فملك الموهوب له ثابت في العين حتى ينفذ تصرفه فيه من عتق أو بيع أو غير ذلك ، ولو كان بعد المرافعة إلى الحاكم ، وكذا لو منعه ، وهلك في يده ، ولا يضمن لقيام ملكه فيه ، وكذا لو هلك بعد القضاء قبل المنع ، وإن منعه بعد القضاء ضمن لوجود التعدى منه ، وبكل منهما ، أى بالرضاء وبالقضاء يكون فسخًا من الأصل ، وعند زفر الرجوع بالتراضى عقد جديد ، فيجعل بمنزلة الهبة المبتدأة ، فكان للموهوب له الرجوع ، كذا في "شرح الكنز" للعيني .
- (٢) قوله: "لم يرجع . . . إلخ" لأن الهبة عقد تبرع ، وهو غير عامل له ، فلا يستحق السلامة ، ولا يثبت به الغرور ، بخلاف الوديعة ؛ لأن المودع عامل له ، وبخلاف المعاوضات ، لأن عقد المعاوضات تقتضى السلامة ، كذا قاله العلامة العينى في "شرح الكنز".
- (٣) قوله: "بشيء" هذا إذا لم يعوضه، أما إذا عوضه فإنه يرجع بالعوض؛ لأن عقد الهبة عقد تبرع، فلا يستحق فيه السلامة. (الفاتح)
- (٤) قوله: "اعتبر التقابض [في المجلس لأن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء، وبيع انتهاء، وإذا كانت هبة ابتداء يشترط التقابض؛ لأن القبض شرط في الهبة، وهذا إذا كان شرط العوض بـ"على"، وأما إذا كان بلفظ "الباء" فهو بيع ابتداء وانتهاء] في العوضين جميعًا" لأن كل واحد منهما واهب من وجه. (العيني شرح الكنز)
- (٥) قوله: "والعمرى جائزة. إلخ" ومعناه أن يجعل داره له عمره، وإذا مات يردبها عليه، فيصح التمليك وتبطل الشرط والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وفي "الينابيع": صورة العمرى أن يقول: جعلت دارى هذه لك عمرى، أو جعلتها لك عمرك، أو لك حياتك إذا مت فهي رد عليّ، فهذه الألفاظ كلها هبة، وهي لورثته من بعده، والشرط باطل، وإذا كانت هبة اعتبر فيها ما يعتبر في الهبة، ويبطلها من يبطل الهبة، كذا في "الجوهرة".

العمرى -بضم العين- بوزن فُعلى، عمرى: اسم من العمر، فإذا صحت تكون للمعمر له بفتح الميم الثانية، وهو الموهوب له حال حياته، ويكون لورثته بعد موت المعمر له، لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أعمر عمرى فهو للمعمر له في حياته ومماته ولا ترقبوا ومن أرقب شيئًا فهو سبيل الميرات»، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وعند مالك والشافعي في القديم هو للمعمر له ومنافعه للمعمر له لا لوارثه. (العيني)

(٦) قوله: "والرقبي باطلة. . . إلخ " وهي بضم الراء، وهي من المراقبة، وهي الانتظار، وصورتها: أن

رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، وقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ: جَائِزَة. ومَن وَهَبَ جَارِيَةً إلا حَملَها صَحّت الهِبَةُ (۱) وبَطَلَ الاستثنَاءُ (۱) والصَدقَةُ كالهِبَة (۱) لا تَصح إلا بالقَبض، ولا تَجُوزُ في مُشَاعِ يَحتَمِلُ القِسمَةَ (١) ، وإذَا تَصدق عَلَى فَقيرين بشيء جَازُ (٥) ولا يَصح الرُجُوعُ في الصَدقَة بعدَ القَبض (١) ومن نَذر أن يَتَصدق عَالَه لَزمَه أن يَتَصدق بجنس مَا تَجبُ (٧) فيه الزَكَاةُ (٨) بعدَ القَبض (١) ، ومن نَذر أن يَتَصدق عَالَه لَزمَه أن يَتَصدق بجنس مَا تَجبُ (٧) فيه الزَكَاةُ (٨)

يقول الواهب للموهوب له: إن مت قبلك فهو لك، وإن مت قبلى فهو لى، فكان كل واحد منهما يراقب موت الآخر، فلا يجوز لما روينا في الحاشية السابقة؛ ولأنه تعليق التمليك بالخطر، فلا يجوز، وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: «العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها» رواه أحمد والنسائي، وبه قال الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، والجواب عن الطرفين أنه مأخوذ من الإرقاب، معناه رقبة دارى لك، وذلك جائز، لكن احتمل الأمرين، لم تثبت الهبة بالشك، فتكون عارية، كذا في العيني.

اعلم أن الخلاف بينهما وبين أبى يوسف لفظى ، فقول أبى يوسف: تجوز الرقبى بناء على أنها تمليك فى الحال ، واشتراط الاسترداد بعده بمدة ، وقولهما بعدم صحة الرقبى بناء على أن التمليك مضاف إلى زمان ، فلا يصح لعدم التمليك ، كذا فى "الدرر". فحاصله أنه متى وجد التمليك فى الحال ، واشترط الرد فى المآل يجوز بالإجماع ، لما بيّنا أن الهبة لا تبطل بالشرط ، بل الشرط يبطل ، ومتى كان التمليك مضافًا إلى زمان فى المستقبل ، لا يجوز بالإجماع ، فكان الخلاف مبنيًا على تفسير الرقبى ، فمن قال: إنه تمليك فى الحال أجازه ، ومن قال: إنه مضاف لم يجزه ، وبالجملة فقد ورد فى العمرى والرقبى أخبار كثيرة ، بعضها بالمنع ، وبعضها بالجواز ، وبالحمل على ما حملناه يحصل التوفيق ، كذا فى "الزيلعى" .

- (١) في الجارية والولد.
- (٢) قوله: "بطل الاستثناء لأن الاستثناء لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد والهبة لا تعمل في الحمل لكونه وصفًا لها وتابعًا لها كأطرافها من اليد والرجل، فانقلب شرطًا فاسدًا، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وهذا هو الحكم في النكاح والخلع والصلح عن دم العمد؛ لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة، بخلاف البيع والإجارة والرهن؛ لأنها تبطل بها، كما في "الهداية".
- (٣) قوله: "والصدقة كالهبة" قدم الشيخ أحكام الهبة على الصدقة لعمومها في حق المسلم، وكثرة تفاريعها، كذا في "المفتاح"، وهو عكس ما هو المشهور أن ما كثرت تفاريعه يؤخر بطول الكلام عليه، كذا في الحموى. (الفتح على الكنز)
  - (٤) قوله: "لا تجوز . . . إلخ" لأنها تبرع كالهبة ، فيشترط التمييز والقبض ، كذا في "المجتبي".
- (٥) قوله: "جاز" لأنها لله تعالى، وهو يأخذ الصدقات بأيدى الفقراء، فجاز كمن وهب لواحد، وسلمه إلى وكيله بالقبض، كذا في المجتبى".
- (٦) قوله: "ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض" وأطلق عدم الرجوع، فشمل ما إذا تصدق على غنى، واختاره في "الهداية" مقتصراً عليه؛ لأنه يقصد بالصدقة على الغنى الثواب لكثرة عياله، كذا في "فتح المعين".
- (٧) قوله: "بجنس ما تجب. . . إلخ " كالنقدين وعروض التجار والسوائم، فيتصدق بها دون غيرها؛ لأن

ومَن نَذرَ أَن يَتَصَد قَ عِلكه لَزِمَه أَن يَتَصَد قَ بالجَميع (')، ويُقَالُ لَه ('': أمسك منهُ مقد ار مَا تُنفِقُه عَلَى نَفسِكَ وعَيَالِكَ إِلَى أَن تَكسِبَ مَالا، فَإِذَا اكتَسَبتَ مَالا تَصَدَّقُهُ عِثْلِ ما أَمسَكتَ لَنفُسكَ .

#### كتابُ الوَقف(")

لاَيزُولُ ملكُ الواقف عَن الوَقْف عِندَ أبى حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إلا أن يَحكُم بِه الحَاكِمُ "، أو يُعلَق مَوتِه (°) فَيَقُولُ: إذَا مِتُ فَقَد وَقَفتُ دَارِى عَلَى كَذَا (¹) وقَالَ أبُو يُوسُفَ

الله تعالَى أُوجِب الصدقة فيها، فاعتبر إيجابه بإيجاب الله تعالى، كذا قاله ابن الملك.

(٨) قوله: "فيه الزكاة" والقياس أن يلزمه التصدّق بجميع ماله؛ لأن المال عبارة عما يتمول، كما أن الملك عبارة عما يتملك، ولم الن يتصدق عبارة عما يتملك، فكذا هذا، وجه الاستحسان أن المنذور محمولة على أصولها في الفروض، والمال الذي يتعلق به فرض الصدقة هو بعض ما يملكه بدلالة الزكاة، فعلى هذا يجب أن يتصدق بالذهب والفضة وعروض التجارة والسوائم. (الجوهرة)

(١) قوله: "يتصدق بالجميع" لأن الملك عبارة عما يتملك، وذلك يتناول جميع ما يملكه، ويروى أنه والأول سواء، كذا في "الهداية". (الجوهرة)

(٢) قوله: "ويقال له: أمسك" لأنا لو ألزمناه أن يتصدق بجميع ماله في الحال أضررنا به؛ لأنه يحتاج إلى أن يتصدق عليه، ويمكننا أن يتوصل إلى إيفاء الحقين من غير إضرار بما ذكر في الكتاب، وإنما لم يقدر للذي يمسكه قدرًا معله مًا لاختلاف أحوال الناس في ذلك.

وفي "الجامع الكبير": إذا كان ذا حرفة أمسك قوت يومه، وإذا كان ذا غلة أمسك قوت شهر، وإن كان صاحب ضيعة أمسك قوت سنة، وإن كان تاجرًا أمسك إلى حين يرجع إليه ماله، كذا في "الجوهرة".

(٣) قوله: "كتاب الوقف" المناسبة بينه وبين الهبة أنه يتعلق بكل منهما نفع العباد، وقال في "الجوهرة النيرة": الوقف في اللغة: هو الحبس، يقال: وقف الدابة وأوقفتها أي حبستها، وفي الشرع: عبارة عن حبس العين على حكم ملك الوقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: هو عبارة عن حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تصل المنفعة إلى العباد، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى، فيلزم ولا يباع ولا يرهن ولا يورث -انتهى -. وشرطه ما هو شرط في سائر التبرعات من كونه عاقلا بالغًا حرا، وأن لا يكون معلقًا، فلو قال: إن قدم والدى فدارى صدقة موقوفة لم يجز، ومن شرطه أن لا يكون محجورًا عليه حتى لو حجر عليه القاضى لسفه ونحوه، لا يجوز وقفه، وشرطه الخاص لخروجه عن الملك عند أبى حنيفة الإضافة إلى ما بعد الموت، أو أن يلحقه حكم الحاكم، خلافًا لأبى يوسف، وأما ركنه فألفاظه الخاصة كأن يقول: صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين ونحو ذلك، كذا في "فتح القدير". والأصل في جوازه ما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال للنبي على "أبي أصبت أرضًا بخيير، ولم أصب ما لا قط أنفس منه، فما تأمرني، فقال الله على ولكن لينفق ثمرته، فجعلها في الفقرآء والمساكين، كذا في "المجتبى". ولا يوهب ولا يورث، ولكن لينفق ثمرته، فجعلها في الفقرآء والمساكين، كذا في "المجتبى".

(٤) قوله: "إلا أن يحكم به [أي بزواله عن ملكه] الحاكم" صورته: أن يسلم الواقف ما أوقفه إلى المتولى،

رَحمَهُ اللهُ: يَزُولُ الملكُ بِمُجرَّد القَول .

وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لا يَنُولُ المِلكُ حَتَّى يَجعَلَ للوَقفِ وَلِيَّا''، ويُسلِّمهُ إلَيهِ، وإذَا صَحَّ<sup>(٢)</sup> الوَقفُ عَلَى اختلافِهِم، خَرَجَ مِن ملكِ الوَاقِفِ<sup>(٣)</sup>، ولم يَد خُل<sup>(١)</sup> في مِلكِ المَوقُوفِ عَلَيهِ، ووَقْفُ المُشاعِ جَائِزٌ (٥) عِندَ أبى يوسُف رَحمَهُ اللهُ (١).

وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: لا يَجُوزُ (٧)، ولا يَتِمُّ الوَقفُ عِندَ أبى حَنِيفَةَ ومُحَمَّد رَحِمَهُ مَا

تُم يريد أن يرجع عنه، فينازعه بعد اللزوم، فيختصمان إلى القاضي، فيقضى بلزومه، كذا في "العناية".

- (٥) قوله: "أو يعلقه بموته" قال في "البناية": اختلف المثايخ على قول أبى حنيفة، فقيل: يزول الملك
   بالتعليق بالموت؛ لأنه وقت خروج الأملاك عن ملكه، وقيل لا يزول عنده وهو الصحيح.
- (٦) قوله: "على كذا" لأنه إذا علقه بموته فقد أخرجه مخرج الوصية، وذلك جائز، ويعتبر من الثلث؛ لأنه تبرع علقه بموته، فكان من الثلث، كالهبة والوصية في المرض. (الجوهرة)
- (۱) قوله: "حتى يجعل [لأنه بمنزلة الإعتاق عنده، وعليه الفتوى]... إلخ "لأن من شرط الوقف عنده القبض؛ لأنه تبرع في حال الحياة كالهبة، وإذا اعتبر فيه القبض، أقام إنسانًا يتولى ذلك ليصح، ثم إذا جعل له وليًا وسلّمه إليه، هل له أن يعزله بعد ذلك، إن كان شرط في الوقف عزل القوام والاستبدال بهم، فله ذلك، وإن لم يشترط لا يصح عند محمد، وعليه الفتوى، وعند أبي يوسف إذا عزله في حياته يصح، كذا في "الجوهرة".
- (۲) وفى بعض النسخ: وإذا استحق، ومعناه إذا ثبت على قول . . . إلخ، أي ثبت على قول أبى حنيفة بالحكم، أو بالتعليق بالموت، وعلى قولهما: بالوقف والتسليم . (ج)
  - (٣) حتى لو كانوا عبيدًا، فأعتقهم لا يعتقون. (ج)
  - (٤) لأنه لو دخل في ملكه، نفذ بيعه فيه كسائر أملاكه. (ج)
- (٥) قوله: "ووقف المشاع جائز [وعليه الفتوى، كذا في " شرح الوقاية"]... إلخ " واعلم أن المشاع أى العقار الغير المنقسمة بين الشركاء نوعان: الأول: ما لا يحتمل القسمة كالحمام والرحى، والثانى: ما يحتملها كالأرض والدار، فالشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع صحة الوقف بلا خلاف، والخلاف فيما يحتمل القسمة، فإن كان المشاع وقفا قضى بجوازه، أى حكم الحاكم بجوازه الوقف فهو جائز عند أبى يوسف؛ لأن القسمة من تمام القبض، والقبض عنده ليس بشرط، فكذا ما هو تتمته، وعند محمد القبض شرط، فلا يجوز وقف المشاع عنده، وقيدناه بقولنا: قضى بجوازه؛ لأنه لا يصح وقف المشاع بغير قضاء عند محمد، وعليه الفتوى، ووقف المشاع الذى لا يحتمل القسمة كالحمام والرحى صحيح اتفاقًا لا يحتاج إلى القضاء بالصحة. (المستخلص والفتح)
  - (٦) يعنى فيما يحتمل القسمة . (ج)
- (٧) قوله: "وقال محمد رحمه الله: لا يجوز" أما فيما لم يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع أيضًا عند محمد إلا في المسجد والمقبرة، فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضًا عند أبى يوسف؛ لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى؛ ولأن المهاباة في ذلك في غاية القبح، بأن يقبر فيها الموتى سنة، وتزرع سنة، ويصلى في المسجد في وقت، ويتخذ اصطبلا في وقت، بخلاف ما عدا المقبرة والمسجد لإمكان الاستغلال وقسمة الغلة، وقوله: وقال محمد لا يجوز، يعنى فيما لا يحتمل القسمة؛ لأن أصل القبض عنده شرط، ولأنه نوع

اللهُ تَعَالَى حَتّى يَجعَلَ آخرَهُ بجهَة لا تَنقَطعُ أَبدًا (١)

وقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ: إذَا سَمِّى فِيهِ جِهَةً تَنقِطعُ (٢) جَازَ (٦) وصَارَ بَعدَ هَا للفُقَرَاءِ (١) وإن لَم يُسَمِّهم، ويَصحُّ وَقَفُ العَقَار (٥) و لا يَجُوزُ وقَفُ ما يُنقَلُ (٢) ويُحَوَّلُ (٧) .

وقَالَ أَبويوسُف رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا وَقَفَ ضَيعَةً بِبَقرِها وأَكرَتِهَا (^) وهم عَبِيدُه جَازَ (٩) ، وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: يَجُوزُ حَبسُ الكُرَاعِ والسِلاحِ (١١) ، وإذَا صَحَّ الوَقفُ لَم يَجُزْ بَيعُه (١١) ،

تبرع، فلا يصح في مشاع يحتمل القسمة كالهبة. (الجوهرة)

- (۱) قوله: "بجهة لا تنقطع أبداً" لأن المقصود من الوقف التأبيد كالعتق، وهذا كقوله جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على أولاد فلان ما تناسلوا، فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين؛ لأن أثر المساكين لا ينقطع أبدًا، وإذا لم يقل ذلك لم يصح، ولا يجوز الوقف على من لا يملك، كالعبيد والمحمل، وإن وقف على ذمى جاز، لأنه موضع القربة، ولهذا يجوز التصدق عليه، قال الله تعالى: ﴿لا يَنهَاكُمُ اللهُ عَن الذينَ لَم يُقَاتِلُوكُم في الدّينِ وَلَم يُخرِجُوكُم من دياركُم أن تَبروهُم ولا يجوز الوقف على البيع والكنائس ولا على قطاع الطريق؛ لأنه لا قربة فيه، ويجوز الوقف على المبيع والكنائس ولا على قطاع الطريق؛ لأنه لا قربة فيه، ويجوز الوقف على المبيدة ومزارات الأولياء العظام والأغنياء الكرام والرباط المبنية للصوفية، ويقال لها في الفارسية: خانقاه في هذا الزمان، بل هي أقرب إلى الإحسان -والله أعلم وعلمه أتم -.
- (٢) مثل أن يقول: جعلتها صدقة موقوفة لله تعالى أبدًا على ولد فلان، وولد ولده، ولم يذكر الفقراء والمساكين. (ج)
- (٣) قوله: "جاز" لأن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى، والتقرب تارة يكون بالصرف إلى جهة تنقطع،
   وأخرى إلى جهة تتأبد، فيصح في الوجهين، كذا في "المجتبى".
- (٤) قوله: "بعدها. . . إلخ" لأنه إذا جعلها لله فقد أبدها؛ لأن ما يكون لله فهو ينصرف إلى المساكين، فصار كما لو ذكرهم، كذا في "الجوهرة".
  - (٥) لأنه مما يتأبّد والوقف مقتضاه التأبيد. (ج)
  - (٦) لأنه لا يبقى على التأبيد، فلا يصح وقفه. (ج)
  - (٧) إلا أن يكون تبعًا لغيره، قاله العلامة الخجندي. (ج)
    - (٨) الأكرة -بفتحات- الحرّائون، قاله ابن الهمام.
- (٩) قوله: "جاز" وكذا سائر آلات الحراثة؛ لأن المذكور من الأشياء صنع للأرض في تحصيل ما هو المقصود، وهو الغلة، وقد يثبت من الحكم تبعًا مالا يثبت مقصودًا، كالشرب في البيع والبناء في الوقف، ومحمد رحمه الله مع أبي يوسف فيه؛ لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده، فلأن يجوز الوقف فيه تبعًا أولى، كذا في "الهداية".
- (١٠) قوله: "يجوز حبس الكراع . . . إلخ معناه وقفه في سبيل الله ، وأبو يوسف مع محمد فيه على ما قالوا، وهو استحسان، والقياس أن لا يجوز لما بينا من قبل من أن المنقول لا يتحقق التأبيد فيه لعدم بقاءه، ووجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه، منها قوله عليه السلام: «وأما خالد فقد حبس أدرعًا وأفراسًا له في سبيل الله

ولا تَملِيكُه إلا أن يَكُون مُشَاعًا عند أبي يُوسف رَحِمهُ الله (ا) فيَطلُبُ الشَريكُ القِسمَة فتصح مُقاسمته (ا) والوَاجِبُ أن يَبتَدئ من ارتفاع الوَقف بعمارته، شرَطَ ذَلِكَ الوَقفُ أو لَم يَشتَرِط (ا) وَإِذَا وقَفَ دَارًا عَلَى سُكنَى وَلده (ا) فالعمارة عَلَى مَن لهُ السُكنى (الله السُكنى من لهُ السُكنى، ومَا انهَد مَمن بنَاء الوقف والته، صَرَفَهُ الحَاكِمُ في عمارة الوقف إن احتاجَ إليه، وإن استُغنى عَنهُ أمسَكه حَتّى يَحتَاجَ إلى عمارته فيصرفُه في مَا والمؤلفُ واليَحُوزُ أن يُقسّمه (المنه عنه الوقف، وإذَا جَعَلَ الواقف عَلَة الوقف لِنفسِه، أو جَعَلَ الولايَة إليه جَازَعِندَ أبي يُوسفُ رَحمَهُ الله أنه .

وقَالَ مُحَمّدٌ : لا يَجُوزُ (٩)، وإذَا بَنَى مَسجدًا لم يَزل ملكُه عَنهُ حَتّى يُفرزَهُ عن ملكه

وطلحة حبس دروعه في سبيل الله» والكراع الخيل، ويدخل في حكمه الإبل؛ لأن العرب يجاهدون عليها، وكذا السلاح يحمل عليها، كذا في "الهداية".

- (١١) قوله: "لم يجز بيعه [لما بينا من قوله عليه السلام: «لا تباع ولا توهب»] ولا تمليكه" أي لا يجوز تمليك الوقف بالبيع والهبة وسائر أسباب الملك؛ لأن الوقف بعد الصحة واللزوم لا يقبل الملك؛ لأنه إزالة ملك لا إلى مالك كالحر لا يقبل الرقية، فلم يصح تمليكه كالعتق. (العيني والمستخلص)
  - (١) إنما خصّ أبا يوسف؛ لأن عنده يجوز وصف المشاع. (ج)
  - (٢) لأن القسمة ليست بتمليك من جهته، وإنما هي تمييز الحقوق وتعديل الأنصباء. (ج)
- (٣) قوله: "شرط ذلك الواقف أو لم يشترط" لأن قضاء الواقف صرف الغلة دائمًا، ولا يبقى دائمًا إلا بالعمارة، فيثبت شرط العمارة اقتضاء من غير شرط من الواقف. (العيني والمستخلص)
  - (٤) وفي نسخة: والده.
- (٥) قوله: "فالعمارة [يعنى المطالبة بالعمارة لا أن يجبر على فعلها] على من له السكني" لأنه هو المنتفع
   بها، والغرم بالغنم. (العيني على الكنز)
- (٦) قوله: "آجرها الحاكم. . . إلخ " لأن في ذلك رعاية الحقين حق الوقف، وحق صاحب السكني، ولأنه إذا آجرها وعمرها بأجرتها يفوت حقّ السكني في وقت دون وقت، وإن لم يعمرها يفوت السكني أصلا، فكان الأول أولى، ولا يجبر الممتنع عن العمارة لما فيه من إتلاف ماله، فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة، ولا يكون امتناعه رضى منه ببطلان حقه، ولا تصح إجارة من له السكني؛ لأنه غير مالك، كذا في "الجوهرة النيرة".
  - (٧) وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى الإصلاح. (ج)
  - (٨) يعنى النقض لأنه جزء من العين، و لا حق للموقوف عليهم، وإنما حقهم في المنافع. (ج)
- (٩) قوله: "وقال محمد: لا يجوز" لأن عنده من شرط الوقف القبض، فإذا شرط ذلك لنفسه لم يوجد

مختصر القدورى كتاب الوقف بطريقِه (۱) ويَأذَنَ للنّاسِ بالصَلاةِ فيه، فإذَا صَلّى فِيه وَاحِدٌ زَالَ مِلكُه (۲) عِندَ أبى حَنِيفَةَ بطريقِه (۱) ويأذَنَ للنّاسِ بالصَلاةِ فيه، فإذَا صَلّى فِيه وَاحِدٌ زَالَ مِلكُه (۲) عِندَ أبى حَنِيفَةَ رَحمَهُ اللهُ .

وقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحمَهُ اللهُ("): يَزُولُ ملكُه عَنهُ بقَوله: جَعَلتُهُ مَسجدًا، ومَن بَني سِقَايَةً "للمُسلمينَ، أو خَانًا يَسكُنُه بنُو السَبِيلِ أو رَبَاطًا، أو جَعَلَ أرضَه مَقبَرَةً لم يَزَلْ ملكه عن ذَلكَ (٥) عِندَ أبى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ حَتّى يَحكُمَ به حَاكِمٌ، وقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ: يزُولُ ملكُه (<sup>٦)</sup> بالقَول .

القبض، فصار كمن شرط بقعةً من الأرض لنفسه، كذا في "الجوهرة". ولأبيي يوسف ما روى أن النبي على كان يأكل من صدقته، والمراد منها صدقته الموقوفة، ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط، فدل على صحته، أي صحة الشرط، كذا في "الهداية".

- (١) قوله: "حتى يفرزه [أي عيزه من الإفراز بمعنى جدا كرهن]. . . إلخ" أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به، وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد، وتسليمه أن يأذن للناس بالصلاة فيه، فيكون ذلك بمنزلة القبض، فإذا صلوا فيه فكأنهم قبضوه. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "فإذا صلَّى فيه واحدزال ملكه. . . إلخ" لأن فعل كل الناس متعذر ، فيشترط أدناهم، وعن محمد: يشترط الصلاة فيه بالجماعة ؛ لأن المسجد يبني لها في الغالب، كذا في "الجوهرة".
- (٣) قوله: "وقال أبّو يوسف: يزول ملكه عنه بقوله: جعلته مسجدًا" لأن التسليم عنده ليس بشرط؟ لأنه إسقاط للملك كالاعتاق، وإن اتخذ في وسط داره مسجدًا، وأذن للناس بالدخول فيه، ولم يفرزه عن داره، كان على ملكه، وله أن يبيعه ويورث عنه بعد موته؛ لأنه ملكه محيط به، وله حق المنع منه؛ ولأنه لم يخلص لله تعالى؛ لأنه أبقى الطريق لنفسه، ولم يجعل للمسجد طريقًا على حدة، وأما إذا أظهره للناس، وأفرز له طريقًا، وميّزه صار مسجدًا خالصًا، وإن بني على سطح منزله مسجدًا وسكن أسفله فهو ميراث عندهما، وقال أبو يوسف: يكون مسجدًا، وإن جعل أسفله مسجدًا وفوقه مسكنًا، وأفرز له طريقًا جاز إجماعًا؛ لأن المسجد ما يتأبد، وذلك يتحقق في السفل دون العلو، وعن محمد: أنه لا يجوز؛ لأن المسجد معظم، فإذا كان فوقه مسكن لم يكن تعظيمًا، وعن أبي يوسف أنه جوَّره في الوجهين حين دخل بغداد ورأى ضيق المنازل، فكأنه اعتبر الضرورة، وعن محمد أنه أجاز ذلك أيضًا حين دخل الري، كذا في " الجوهرة النيّرة".
- (٤) قوله: "سقاية"-بكسر سين وبعد ألف ياء تحتانية- پيمانه آب وجاي آب، و آنكه در مساجد خزانه آب مے باشد، وآنکه مردم سقاوه بفتح اول وواو میگویند خطاست، وخان بمعنی خانه وکاروان سرے آمده، ورباط بالفتح مسافر خانه، كذا في "غياث اللغات".
- (٥) قوله: "لم يزل عن ملكه عن ذلك . . . إلخ " لأنه لم ينقطع عنه حق العبد ، ألا ترى أن له أن ينتفع به ، فيسكن في الخان، وينزل في الرباط، ويشرب من السقاية، ويدفن في المقبرة، فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت، كما في الوقف على الفقراء، بخلاف المسجد؛ لأنه لم يبقَ له حق الانتفاع به، فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم، كذا في "الجوهرة".
  - (٦) كما هو أصله إذ التسليم عنده ليس بشرط، والوقف لازم. (ج)

وقَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا استَقَى النَاسُ مِن السِقَايَةِ، وسَكَنُوا البِحَانَ والرِبَاطَ، ودَفَنُوا في السَقَارَة زَالَ الملكُ (١)

#### كتابُ الغَصْب (٢)

ومَن غَصَبَ شَيئًا مَّاله مِثْلٌ، فَهَلَكَ في يَدِه، فعَلَيه ضَمَانُ مِثْلِه (")، وإن كَانَ مَّا لا مِثْلَ لهُ فَعَلَيه قيمَتُه (٤)، وعَلَى الغَاصِبِ رَدُّ العَينِ الـمَعْصُوبَةِ (٥)، فإنَ ادَّعَى (٢) هَلا كَهَا حَبَسَه (٧)

(١) قوله: "زال الملك" لأن التسليم عنده شرط، وذلك بما ذكر في الكتاب، ويكتفي فيه بالواحد لتعذر فعل الجنس كله، وعلى هذا الخلاف البئر. (الجوهرة)

(٢) قوله: "كتاب الغصب" أورده بعد الوقف لمناسبة التقابل؛ لأن انتفاع الغاصب بالمغصوب حالة الغصب ليس بجائز، وانتفاع الموقوف عليه بالموقوف جائز، قال في "الفاتح": مناسبة الغصب بالوقف هو أن إزالة الملك على وجهين، في الوقف إزالة على وجه يكون مثابًا، وفي الغصب إزالة على وجه يكون مؤاخذًا، فيكون مناسبًا من حيث الإزالة -انتهى-.

والغصب في اللغة: أخذ الشيء من الغير على وجه القهر مالاكان أو غيره، حتى يظلق على أخذ الحر ونحوه مما لا يتقوم، يقال: غصبته منه، وغصبته عليه، كذا في "شرح الكنز" للعيني. وقد يسمى المغصوب غصبًا تسمية المفعول بالمصدر، كذا في "مجمع الأنهر"، وفي الشرع عبارة عن أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده عنه حتى كان استخدام العبد والحمل على الدابة غصبًا دون الجلوس على السرير والبساط، كذا في "الجوهرة". وقال في "تنوير الأبصار": هو في الشرع إزالة يد محققة بإثبات يد مبطلة في مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن لا بخفية، وحكمه الإثم لمن علم أنه مال الغير، ورد العين قائمة، والغرم هالكة، ولغير من علم الأخيران -انتهى-. وهو محرم لقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أُمُوالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ اللّه الآية، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللّه الله عليه السلام: "حرمة مال المسلم كحرمة دمه ومن غصب شبرًا من أرض طوقه الله به من سبع أرضين" كذا في "الجوهرة".

- (٣) قوله: ضمان مثله [لأن الواجب هو المثل لقوله تعالى: ﴿فَمَن اعتَدى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيه بِمثل مَا اعتَدى عَليكُم ﴾ كذا في "الهداية"] يجوز على الإضافة وبدونها، فإذا كان بطريق الإضافة تكون إضافة الشيء إلى نفسه، أي الضمان هو المثل، وإن كان بدون الإضافة يكون مثله بدلا من ضمان، كذا ذكره خواهرزادة. (الفاتح)
- (٤) قوله: "فعليه قيمته" يعنى يوم الغصب بالإجماع، لأنه تعذر اعتبار المثل صورة ومعنى، وهو الكامل، فيجب اعتبار المثل معنى، وهو القيمة، كذا في "شرح الكنز" للعينى، وذلك مثل العددى المتفاوت والثياب والعبيد والدواب وأشباه ذلك مما لا يكال ولا يوزن، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٥) قوله: "رد العين المغصوبة [ما دامت قائمة وهو الموجب الأصلى على ما قالوا، وفي القيمة مخلص خلفًا. (ج)]" إن كانت قائمة لقوله عليه الصلاة والسلام: على البدما أخذت حتى ترد. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبًا ولا جادًا، وإن أخذه فليرد» ولأنه بالأخذ فوت عليه البد وهي مقصودة لأن المالك يتوصل بها إلى تحصيل ثمرات الملك من الانتفاع، فيجب فسخ فعله دفعًا للضرر، ولما كانت القيم تتفاوت باختلاف الأماكن، وجب عليه رده بمكان غصبه فيه. (من "العيني" و"الفتح")

الحاكمُ حَتَّى يَعْلَم أَنها لو كَانَت بَاقِيَةً لأَ ظَهَرَهَا (') ثَمْ قَضَى عَلَيه بِبَدْ لِها، والغَصبُ فيمَا يُنقَلُ ويُحَوّلُ '') وإذَا غَصَبَ عَقَارًا، فهكك في يَده لم يَضمَنْهُ عِندَ أبي حَنيفَةَ وأبي يُوسُفَ رَحِمَهُ مَا اللهُ . وقَالَ مُحَمّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: يَضَمَنُهُ '')، ومَا نَقَصَ مِنهُ '' بِفعله '' وسُكنَاهُ '') ضمنَه '') في قولِهِم (^) جَمِيعًا، وإذَا هَلَكَ السَمَعْصُوبُ '(\*) في يَدِ الغَاصِبِ بِفعلِه، أو بِغَيرِ فعلِه، مَا مَعْصُوبُ '(\*) في يَدِ الغَاصِبِ بِفعلِه، أو بِغَيرِ فعلِه،

- (٦) الغاصب.
- (V) هذا إذا لم يرض المالك بالقضاء بالقيمة.
- (۱) قوله: "حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها" لأن حق المالك ثابت في العين، فلا يقبل قوله فيه حتى يغلب على ظنّه أنه صادق فيما يقول، كما إذا ادعى المديون الإفلاس، وليس لحبسه حد مقدر، بل موكول إلى رأى القاضى كحبس الغريم بالدين. (تكملة بحر الرائق)
- (٢) قوله: "فيما ينقل . . . إلخ أى كائن فيما ينتقل ويحول لا في العقار، وهو كل ما له أصل كالدار والضيعة، والنقل والتحويل واحد، وقيل: التحويل هو النقل من مكان والإثبات في مكان آخر، كما في حوالة الباذنجان، والنقل يستعمل بدون الإثبات في مكان آخر، كذا في "العناية"، وذلك أي تحقق الغصب فيما ينقل الأنها إذالة يد المالك بإثبات يده، وذلك يتصور في المنقول، كذا في "شرح الكنز" للعيني.
- (٣) قوله: "وقال محمد [والشافعي ع]: يضمنه" وهلاكه إنما يكون بانهدامه بآفة سماوية وبذهاب ترابه وبغلبة السيل على الأرض فيذهب أشجاره وترابه، فإذا كان مثل ذلك فلا ضمان عليه عندهما، وقال محمد: يضمن ، وقول الشافعي في غصب العقار مثل قول محمد لتحقق إثبات اليد الغاصبة، ومن ضرورة ذلك زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة، ولهما أن الغصب بإزالة يد المالك بفعل في العين، وهذا لا يتصور في العقار؛ لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها، وهو فعل فيه لا في العقار، فصار كما إذا بعد المالك عن ماشيته، ولأن العقار في المكان الذي كانت يد صاحبه ثابتة عليه، فلا يضمن، والغصب إنما يتحقق بالنقل والتحويل، كذا في "الجوهرة"، وفي "العيني على الكنز"، ويفتي في عقار الوقف بقول محمدر حمه الله تعالى.
  - (٤) العقار.
  - (٥) الغاصب.
    - (٦) وعمله.
- (٧) قوله: "ضمنه" لأنه إتلاف، والعقار يضمن به اتفاقًا، كما إذا نقل ترابه، ولم يصلح للزراعة؛ لأنه فعل في العين، وانهدام الدار بسكناه لأنه إتلاف، كذا قاله ابن الملك، وهكذا يفهم من "الهداية" وغيرها، قال المحقق العيني: واختلفوا في تفسير ضمان النقصان، فقال نصير بن يحيى: إنه ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل الاستعمال وبعده، فيضمن ما تفاوت بينهما من النقضان.
- وقال محمد بن سلمة: يعتبر ذلك بالشراء، يعني ينظر بكم تباع قبل الاستعمال، وبكم تباع بعده، فنقصانها ما تفاوت من ذلك، فيضمنه وهو الأقيس؛ لأن العبرة لقيمة العين دون المنفعة -انتهى-.
- (٨) قوله: "في قولهم جميعًا" والفرق لهما أنه أتلفه بفعله، والعقار يضمن بالإتلاف، ولا يشترط لضمان الإتلاف أن يكون في يده، ألا ترى أن الحر يضمن به بخلاف ضمان الغصب حيث لا يضمن إلا بالحصول في

فَعَلَيهِ ضَمَانُه (الوَانَقَصَ فَى يَدِه، فَعَلَيهِ ضَمَانُ النُقصَانِ (الهُ وَمَن ذَبَحَ شَاةَ غَيرِ بِغَيرِ أُمرِه فَعَلَيهِ ضَمَانُ النُقصَانُ النُقصَانَ اللهُ وَمَن خَرَقَ فَمَالكُنْهَا بِالخَيَارِ [الإنشاء ضَمنه وَيَمتَهُا وسَلَّمَهَا إلَيه، وإن شَاءَ ضَمنَه نُقصَانَهَا، ومَن خَرَقَ ثَوبَ غَيرِه خَرقًا يَسِيرًا ضَمِنَ نُقصَانَه (الهُ وإن خَرَقَ خَرقًا كثيرًا يَبطُلُ عَامّةَ منفَعتِه فلمالكه أن يُضمنَه جَميعَ قيمته (الهُ وإذَا تَغَيَّرَت العَينُ السمَع ومَلَكَها الغَاصِب، حَتَى زَالَ اسمُها وأعظَمُ مَنافِعها، زَالَ (المَعلمُ المَعموُ وبَه عَنها، ومَلكَها الغَاصِبُ (الوضمنة)، والآيحلُ له

اليد. (ملا مسكين والفتح)

- (٩) النقلي.
- (۱) قوله: "فعليه ضمانه" لأنه دخل في ضمانه بالغصب، وعجز عن ردعينه، فيجب عليه رد مثله جنسًا أو قيمة، كذا في المجتبى"، وفي "الجوهرة": فإن كان الهلاك بفعل غيره، رجع عليه بما ضسن، لأنه قدر عليه ضمانًا كان يحكنه أن يتخلص منه برد العين.
- (٢) قوله: "فعليه ضمان النقصان يعنى النقصان من حيث فوات الجزء لا من حيث السعر، ومراده غير الربوى، أما في الربوى لا يمكن ضمان النقصان مع استرداد الأصل؛ لأنه يؤدى إلى الربا، وإذا وجب ضمان النقصان قومت العين صحيحة يوم غصبها، وتقوم ناقصة فيغرم ما بينهما، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٣) قوله: "بالخيار إن شاء . . . إلخ " لأن في الذبح إتلافًا لبعض الأغراض من الشاة ، وهو الدر والنسل ، وإبقاء لبعضها وهو اللحم ، وأما إذا لم يكن مأكولة يفاء لبعضها وهو اللحم ، وأما إذا لم يكن مأكولة يضمن جميع قيمتها ، كذا قاله ابن الملك ، وهكذا في المعتبرات ، وفي هذا الحكم سلخها وقطع لحمها ولم يشوه ، وفي رواية : يضمنه نقصانها ، كذا في "الجوهرة" .
- (٤) قوله: "ضمن [الخارق] نقصانه" والثوب لمالكه؛ لأن العين قائمة من كل وجه، وإنما دخله عيب فيضمن العيب. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "أن يضمنه جميع قيمته" لأنه استهلك ماله، وإذا ضمن قيمته ملكه لأن صاحبه لما ملك القيمة، ملك الغاصب بدلها، حتى لا يجتمع في ملك المغصوب منه البدلان، وإن شاء صاحب الثوب ضمنه النقصان؛ لأنه لم يستهلكه استهلاكًا تامًا، ولا اتصل بزيادة، والمماثلة فيه غير معتبرة، فلهذا جاز أن يضمنه النعصان وبأخذه، كذا في شرحه فقوله: لم يستهلكه استهلاكًا تامًا يحترز مما لو أحرقه، وقوله: ولا اتصل بزيادة يحترز ما لو صبغه.

وقوله: والمماثلة غير معتبرة يحترز من المكيل والموزون، وقوله: خرقًا كثيرًا هو بالثاء المثلثة؛ لأن ذكر في مقابلته قوله: "يسيرًا، ولو كان بالباء الموحدة لقال في الأول: خرقًا صغيرًا، كذا في المستصفى".

واختلف المتأخرون في الخرق الفاحش، قال بعضهم: هو ما أوجب نقصان ربع القيمة، رما دونه يسير، وقال بعضهم: ما أوجب نقصان نصف القيمة، وقيل: ما لا يصلح الباقي بعده لثوب، وفي الهداية "إشارة الكتاب إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع، والصحيح أنه ما يفوت به بعض العين، وبعض المنفعة، وإنما يدخل فيه النقصان، وفي "المحيط": الفاحش ما يستنكف أوساط الناس من لبسه مع ذلك، كذا في الجوهرة النيرة"، واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة، وإنما يدخل فيه نقصان في المنفعة. (العيني على الكنز)

(٦) خلافًا للشافعي.

الانتفَاعُ بِهَا حَتّى يُؤدّى بَدلَهَا (''، وهَذا كَمَن غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَاهَا ('')، أو طَبَخَهَا، أو غَصَبَ خَصَبَ حَنطَةً فَطَحَنَها، أو حَديدًا فاتّخذه سَيفًا، أو صُفرًا، فعَملَه آنيةً، وإن غَصَبَ فِضّةً أو ذَهَبًا، فَضَرَبَهَا دَرَاهمَ أو دَنَانيرَلَم يَزَل ملكُ مَالكهَا عَنهَا عندَ أبى حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ ('').

ومَن غَصَبَ سَاجَة (أَ) فَبَنَى عَلَيهَا، زَالَ مِلكُ مَالِكِهَا عَنهَا، ولزِمَ الغَاصِبَ قِيمَتُهَا، ومن غَصَبَ أرضًا، فغَرَسَ فِيهَا أُو بَنَى، قِيلَ لَه: اقلَعِ الغَرسَ والبِنَاءَ (٥)، ورُدَّهَا إلى مَالِكِهَا فَارِغَةً. فَصَبَ أرضًا، فغَرَسَ فِيهَا أُو بَنَى، قِيلَ لَه: اقلَع الغَرسَ وَالبِنَاءَ والغَرسَ فإن كَانَتِ الأرضُ تَنقُصُ بِقَلع ذَلِكَ فلِلمَالِكِ أَنْ يَضْمَن لَه قِيمَةَ البِنَاءَ والغَرسِ

(٧) قوله: "ملكها الغاصب" قال نجم الدين النسفى: الصحيح عند المحققين من أصحابنا أن الغاصب الايملك المغصوب إلا عند أداء الضمان، أو القضاء بالضمان، أو بتراضى الخصمين على الضمان، فإذا وجدشىء من هذه الثلاثة ثبت الملك لا يحل للغاصب تناوله إلا أنه يجعله صاحبه في حل. (الجوهرة)

- (۱) قوله: "ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها" فيه إشارة إلى أنه إذا قضى القاضى بالضمان، لا يحل له الانتفاع، إذا قضى لا يحل له الانتفاع، إذا قضى البسوط": أنه يحل له الانتفاع، إذا قضى القاضى بالضمان، ثم إذا أدى البدل، يحل له الانتفاع؛ لأن حق المالك صار مستوفّا بالبدل، فجعل مبادلة بالتراضى، وكذا إذا أبرأ لسقوط حقه، وكذا إذا ضمنه الحاكم، أو ضمنه المالك لوجود الرضاء منه؛ لأنه لا يقضى الحاكم إلا بطلبه، كذا في "الجوهرة النيرة".
  - (۲) أي بريان كرد.
- (٣) قوله: "عند أبى حنيفة رحمه الله "وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل للمغصوب منه على الدراهم والدنانير المغصوبة، وعليه مثل الفضة التي غصبها، وملكها الغاصب؛ لأنه أحدث فيها صنعة معتبرة، أما إذا سبك الفضة أو الذهب ولم يصغهما ولم يضربهما دراهم ولا دنانير، بل جعلها صفائح مطلوة، لم تنقطع يد صاحبها عنهما إجماعاً. (الجوهرة النيرة)
- (٤) قوله: "ومن غصب ساجة. . . إلخ" وهو بالجيم مفرد ساج، وهو شجر عظيم صلب قوى يستعمل في
  أبواب الدور وبناءها وأساسها، ويقال لها الهند: ساكهو، وهي تنبت كثيرًا في النيبال من بلاد الهند.

وقال السرخسى وأبو جعفر الهندواني: إنما ينقطع حق المالك من الساجة إذا بني حولها، وأما إذا بني عليها فلا ينقطع، وعند الشافعي: لا ينقطع حق المالك كيف ما كان، فيهدم البناء ويأخذ ساجة، وعندنا انقطع حقه مطلقًا في الصحيح؛ لأن في قلعه ضررًا بالغاصب، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». وفي "الذخيرة": هذا إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساج، أما إذا كانت قيمة الساج أكثر من قيمة البناء، فلم ينقطع حق المالك عنها، كما قاله العلامة العيني وغيره.

(٥) قوله: "قيل له: اقلع الغرس. . . إلخ" لقوله عليه السلام: «ليس لعرق ظالم حق» أى لذى عرق ظالم وصف العرق بصفة صاحبه وهو الظلم مجازًا، كما يقال: صام نهاره وقام ليله، كذا في "شرح الكنز" للعيني، ولأن ملك صاحب الأرض باقي، فإن الأرض لم تصر مستهلكة، والغصب لا يتحقق فيها، فيؤمر الغاصب بتفريغها، كذا في "الجوهرة النيرة.

مَقلُوعًا('') ومَن غَصَبَ ثَوبًا فَصَبَغَهُ أَحمَر، أو سَوِيقًا ('') فَلَّتَهُ بِسَمنِ '''، فَصَاحِبُه بالخِيَارِ ''، إن شاءَ ضَمِن قيمة ثوب أبيض ومثل السويق (') وسَلَمه للغاصب، وإن شاء أخذ هُمَا وضمن ما زَادَ الصَبغُ والسَمنُ فيهما، ومن غَصَبَ عَينًا فغَيَّبَهَا ('') فضمنه المالكُ قيمتَها، مَلكَها الغَاصِبُ بالقيمة، والقولُ في القيمة قولُ الغاصِب (') مَع يَمينه (' إلا أن يُقيم المالكُ البيّنة (') بأكثرَ مِن ذَلك، فإذَا ظهرَت العينُ، وقيمتُهَا أكثرُ مُّا ضَمنَ، وقد ضَمنَهَ الكو هُو البيّنة أقامَها، أو بِنُكُولِ الغَاصِب عَنِ اليَمين، فَلا حَيَارَ للمَالكُ وهُو للغَاصِب ('')، وإن كَانَ ضَمنَهَ القولِ الغَاصِب مَع يَمينِه، فَالمَالِكُ بِالخيارِ ('') إن شاءَ أمضَى الضَمانَ وإن شاءَ أخذَ العَينَ ورَدَّ العَوضَ .

<sup>(</sup>۱) قوله: "مقلوعًا" أى حال كون كل واحد من البناء أو الغرس مقلوعًا، وكيفية معرفتها أنه تقوم الأرض، وبها بناء أو شجر استحق قلعه، وتقوم وحدها ليس فيها بناء ولا غرس، فيضمن فضل ما بينهما، كذا قالوا، وهذا ليس بضمان بقيمته مقلوعًا، بل هو ضمان بقيمته قائمًا مستحق القلع، وإنما يكون ضمانًا بقيمته مقلوعًا أن لو قدر البناء أو الغرس مقلوعًا موضوعًا في الأرض، بأن يقدر الغرس حطبًا والبناء آجُرًا، أو لبنًا، أو حجارة مكومة على الأرض، فيقوم وحده من غير أن يضم إلى الأرض، فيضمن له قيمة الحطب أو الحجارة أو التجملة ".

<sup>(</sup>۲) پست يعني ستو.

<sup>(</sup>٣) لأفيه نظرًا لهما، ودفع الضرر عنهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: "بالخيار" لأن فيه رعاية الحقين من الجانبين، والخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب الأصل؛ لأن ماله متبوع، ومال الغاصب تبع، كذا في "الجوهرة".

 <sup>(</sup>٥) قوله: "قيمة ثوب بيض ومثل السويق. . . إلخ " وإنما ذكر في الثوب القيمة ، وفي السويق المثل؛ لأن السويق مثليًا. (الجوهرة)
 السويق مثليّ، وقال في "الأصل": يضمن قيمة السويق؛ لأنه يتفاوت بالقلى، فلم يبقَ مثليّا. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) أي جعل الغاصب المغصوب غائبًا.

<sup>(</sup>٧) قوله: "قول الغاصب" لأن المالك يدعى الزيادة وهو ينكر، فالقول قول المنكر مع يمينه، (الجوهرة).

<sup>(</sup>٨) قوله: "مع يمينه" أى إذا اختلفا في القيمة ولابينة لهما، فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه منكر للزيادة، والمالك مدع، والقول للمنكر مع يمينه، وإذا كان لهما بينة، فالبينة للمالك؛ لأنها مثبتة للزيادة، ولو أقام الغاصب البينة لا تقبل؛ لأنها تنفي الزيادة، والبينة على النفي لا تقبل. من "الفتح" و"التكملة")

<sup>(</sup>٩) لأن البينة أولى من اليمين. (ج)

<sup>(</sup>١٠) لأنه ملكها برضي المالك حيث ادعى هذا المقدار. (ج)

<sup>(</sup>١١) لأنه لم يتم رضاه بهذا المقدار. (ج)

ووَلَدُ الْمَغَصُّوبَة وَنَمَاءُهَا وَتَمَرَّةُ البُستَانِ الْمَغَصُوبُ أَمَانَةٌ فَى يَدِ الغَاصِبِ، إِنْ هَلَكَ فَى يَدِه، فلا ضَمَانَ عَلَيه (') إلا أَن يَتَعَدَّى فِيهَا، أَو يَطلُبُهَا مَالِكُهَا، فيمنَعُهَا إِيّاهُ (')، ومَا نَقَصَت الجَارِيَةُ بِالولادَة (")، فهُو في ضَمَانِ الغَاصِبِ (')، فإن كَانَ في قِيمَة الوَلد (' وَفَاءٌ بِه، جَبَرَ النُقصَانَ بِالوَلد وسَقطَ ضَمَانُهُ عَنِ الغَاصِبِ، ولا يَضمَنُ الغَاصِبُ مَنَافِعَ مَا غَصَبَه (') إلا أَن يَنقُصَ بِاستِعمَالِه، فيَغرِمَ النُقصَانَ (')، وإذَا استَهلَكَ المُسلِمُ حَمرَ الذِمّى أو حِنزِيرَه ضَمنَ يَنقُصَ بِاستِعمَالِه، فيَغرِمَ النُقصَانَ (')، وإذَا استَهلَكَ المُسلِمُ حَمرَ الذِمّى أو حِنزِيرَه ضَمنَ

<sup>(</sup>۱) قوله: "فلا ضمان عليه" وقال الشافعي رحمه الله: زوائد الغصب مضمونة متصلة كانت أو منفصلة ، والخلاف راجع إلى أصل، وهو أن الغصب عندنا إزالة اليد المحقة قصداً وإثبات اليد المبطلة ضمنا، وعنده الغصب إثبات المبطلة قصداً وإزالة اليد المحقة ضمنا، وفائدة ذلك في الزيادة الحادثة في يد الغاصب، وهي نوعان: منفصلة كالولد والثمر، ومتصلة كالسمن، وكلاهما أمانة في يد الغاصب عندنا، وعنده كلاهما مضمون؛ لأنه وجد عنده إثبات اليد على الولد، ، وعندنا لم يوجد إزالة اليد المحقة، ويد المالك لم تكن ثابتة على هذه الزيادة حتى يزيلها الغاصب ثم حدوث الولد على وجهين: إن حدث في يده بعد الغصب فهو أمانة إلا أن يتعدى فيه، أو ينع عنه ولا فرق بين أن يغصبها حاملا أو حائلا، والولد أمانة؛ لأن الحمل لا قيمة له، والوجه الثاني أن يغصبها والولد معها، فإنه يضمن الولد؛ لأنه قد وقع عليه القبض الموجب للضمان، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٢) لأنه بالمنع والتعدى صار غاصبًا. (الفاتح)

<sup>(</sup>٣) قوله: "وما نقصت الجارية . . . إلخ" أي ما نقصت الجارية بسبب الولادة في يد الغاصب فهو في ضمان الغاصب، فلو غصبها فولدت عنده، فمات الولد، فعليه رد الجارية ونقصان الولادة الذي يثبت فيها بسبب الولادة ؛ لأن الجارية بالغصب دخلت في ضمانه بجميع أجزاءها، وقد فات جزء مضمونًا عليه، كما لو فات كلها، فإن ردت الجارية والولد، وقد نقصت قيمة الجارية وقيمة الولد تصلح أن تكون جابرة لذلك النقصان، لم يضمن الغاصب شيئًا، خلافًا لزفر، كذا في "العناية".

 <sup>(</sup>٤) قوله: "فهو في ضمان الغاصب" هذا إذا حدث الحبل في يد الغاصب من غير المولى والزوج، أما إذا
 كان الحبل من أحدهما لا يجب عليه الضمان، لا في النقصان ولا في الهلاك. (ملا مسكين والجوهرة والفاتح)

<sup>(</sup>٥) وفي قيد النقصان إشارة إلى أنها لو ماتت الجارية وفي قيمة الولد. (الفاتح)

<sup>(</sup>٦) قوله: "ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه، عطلها، واستعملها" صورته: إذا غصب عبداً خبازاً، فأسكه شهراً، ولم يستعمله، ثم رده إلى المالك، لا يجب عليه ضمان منافع الشهر عندنا، وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل العبد أياماً، ثم يرده على مولاه، فعندنا لا يضمن، وبه قال مالك، وقال الشافعي وأحمد: يضمن؛ لأنها مال متقوم مضمونة بالعقد كالأعيان. ولنا: أنها حصلت على ملك الغاصب، فحدوثهافي يده إذ لم تكن حادثة في يد المالك؛ لأنها أعراض لاتبقى، فيملكها دفعًا للحاجة، والإنسان لا يضمن ملك نفسه، ولأن عمر وعليا رضى الله عنها حكماً بوجوب قيمة ولد المغرور، وحرية ولد الجارية مع عقرها، أي المالك، ولم يحكما بوجوب آخر منافع الجارية والأولاد مع علمهما أن المستحق يطلب جميع حقه، وأن المغرور كان يستخدمها مع أولادها، ولو كان ذلك لما سكتا رضى الله عنهما عن بيانه. (من "العيني" و"تكملة البحر الرائق)

<sup>(</sup>٧) قوله: "فيغرم النقصان [لاستهلاكه بعض أجزاء العين]" وفي "إشارات الأسرار": المنافع لا تضمن

# قِيمَتَهَا (١)، وإن استَهلَكَهُمَا المُسلِمُ لمُسلِمٍ لميضمَن (٢).

#### كتابُ الوَديعَة (٣)

## الوَديعَةُ أَمَانَةٌ (1) في يَد المُودَع (٥) إِذَا هَلَكَت في يَدِه لم يَضمَنهَا (٦) وللمُودَع أَن

بالغصب، سواء صرفها إلى نفسه أو عطلها على المالك، وقال الشافعى: تضمن في الحالين، وقال صدر الأعلام البزدوى في "شرح الكافي": ليس على الغاصب في ركوب الدابة وسكنى الدار أجر، وهو مذهب علماءنا. (من "العيني" و" التكملة")

- (١) قوله: "ضمن قيمتها" لأن التقوم باق في حقهم، إذ الخمر لهم كالخل لنا، والخنزير لهم كالشاة لنا، ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون، والسيف موضوع، فيتعذر الإلزام، وإذا بقي التقوم فقد وجد إتلاف مال محلوك متقوم، فيضمنه الغاصب، إلا أنه يجب قيمة الخمر، وإن كان من ذوات الأمثال؛ لأن المسلم ممنوع عن تمليكها، كذا في "الهداية".
  - (٢) لعدم تقوّمها في حقه .
- (٣) قوله: "كتاب الوديعة" أوردها بعد الغصب لنوع من التقابل بينهما؛ لأن في الغصب أخذ الغاصب
   مال الغير قهرًا، وفي الوديعة ترك المودع ماله للغير حفظا.

والوديعة فعيلة بمعنى الودع، وهو مطلق الترك، وقال النبي على: «لينتهيّن أقوام عن ودعهم الجماعات» أي عن تركهم إياها، كذا في "شرح الكنز" للعيني، وقال الشاعر:

سل أمسيري مسا السذي غسيسره عسن وصياليه السيسوم حستسي ودعسه

أى تركه، وفى الشرع عبارة عن ترك الأعيان مع من هو أهل للتصرف فى الحفظ مع بقاءها على حكم ملك المالك. والفرق بين الوديعة والأمانة أن الوديعة هى الاستحفاظ قصدًا، والأمانة هى الشيء الذي وقع فى يده من غير قصد، بأن ألقت الريح ثوبا فى حجره، والحكم فى الوديعة أنه يبرأ من الضمان إذا عاد إلى الوفاق، وفى الأمانة لا يبرأ إلا بالأداء إلى صاحبها، كذا فى "الجوهرة النيرة".

كان القياس أن يقول: كتاب الوديع بدون التاء، لأنه فعيل بمعنى مفعول، وفيه يستوى المذكر والمؤنث، تقول: رجل جريح وامرأة جريح، وإنما عدل عن القياس لأنه جعل من عداد الأسماء تدخل عليه التاء كالذبيحة والنطيحة، فتكون للنقل لا للتأنيث، كذا في نوح أفندى نقله في "فتح المعين"، وركنها الإيجاب والقبول، وشرطها كون المال قابلا لإثبات اليد ليتمكن من حفظ، فلو أودع الآبق أو المال الساقط في "البحر" لا يصح، وحكمها وجوب الحفظ، وسببها تعلق البقاء المقدور بالتعاطى.

- (٤) قوله: "الوديعة أمانة" من حمل العام على الخاص، وهو جائز كالإنسان حيوان، بخلاف عكسه؛ لأن الوديعة عبارة عن كون الشيء أمانة باستحقاق صاحبه عند غيره قصدًا، والأمانة قد تكون من غير قصد، كما ألقت الريح الثوب في بيت غيره. (الفتح)
- (٥) قوله: المودع" بفتح الدال- ويقال له: المستودع بفتح الدال- أيضًا، وهو الحافظ، وأما صاحب المال فهو المودع، والمستودع بكسر الدال- فيهما، والمال مودع ووديعة، كما ذكر في "الكفاية".
- (٦) قوله: "لم يضمنها" لقوله عليه السلام: ليس على المستعير غير المغل -يعنى الخائن- ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان، ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع، فلو ضمّناه يمتنع الناس عن قبول الودائع، فيتعطل مصالحهم، كذا في "الهداية" و "الجوهرة".

يَحفَظُها بِنَفسه، وبِمَن في عِيَاله (۱) فإن حَفظَها بِغَيرِهم (۲) أو أو دَعَهَا ضَمِن (۳) إلا أن يَقَعَ في دَارِه حَرِيقٌ فيُسلّمُهَا إلى جَارِه (۱) أو يَكُونَ في سَفِينَةٍ وهُو يَخافُ الغَرَق، فيُلقِيها إلى سَفينة أخرى .

وإن خَلَطَها المُودَعُ بِمالِه حَتَّى لا تَتَمَيَّزُ ضَمِنهَا (٥) فإن طَلَبَهَا صَاحِبُهَا، فَحَبَسَها عَنهُ وهُوَ يَقدرُ عَلَى تَسلِيمِهَا ضَمِنهَا (١) وإن اختَلَطَتْ بِمَالِه (٧) من غَيرِ فِعَلِه، فَهُوَ شَرِيكٌ (٨) وهُو يَقدرُ عَلَى تَسلِيمِهَا ضَمِنهَا (١) وإن اختَلَطَتْ بِمَالِه (٧) من غَيرِ فِعَلِه، فَهُو شَرِيكٌ (٨) وهُو يَعْلَم، وإن أَنفَقَ المُودَعُ لَصَاحِبِهَا، وإن أَنفَقَ المُودَعُ السَّودَعُ السَّودَعُ السَّودَعُ اللَّهُ المَّودَعُ السَّعَالَ السَّودَعُ السَّمَا الْعَلَى السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعَ السَّعَالَ السَّعَ السَّعَالَ عَلَى السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَلَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَ السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَ السَاعِقِيمَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعَالِ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّ

<sup>(</sup>۱) قوله: "وبمن في عياله [لأنه لا يتمكّن من الحفظ إلا بهم . (ج)]" المراد به من يساكنه وتجرى عليه نفقته من امرأته وولده، وفي الفتاوى: هو من يساكنه سواء كان في نفقته أو لا، كذا في "الجوهرة" وفي "العناية": المراد به من يساكنه، لا الذي يكون في نفقة المودع فحسب.

<sup>(</sup>٢) أي بغير من في عياله.

<sup>(</sup>٣) قوله: "ضمن" لأن صاحبها لم يرض بيد غيره، والأيادى مختلفة في الأمانة، ولكن قد روى محمد أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله، وليس في عياله، أو دفع إلى أمين من أمناءه ممن يثق به في ماله، وليس في عياله لا يضمن، كذا ذكره في "النهاية"، ثم قال: وعليه الفتوى، وعزاه إلى التمرتاشي، وهو ابن الحلوائي، ثم قال: وعن هذا لم يشترط في "التحقة" في حفظ الوديعة بالعيال، كذا في "شرح الكنز" للعيني.

<sup>(3)</sup> قوله: "إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها. . . إلخ" لأن ذلك يعين طريقًا للحفظ في هذه الحالة ، ويرتضيه للمالك، ولا يصدق على ذلك إلا ببينة ؟ لأنه يدعى ضرورة مسقطة للضمان ، فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع ، قال الحلواني : إذا وقع في داره حريق ، فإن أمكنه أن يدفعها إلى بعض عياله ، فدفعها إلى أجنبي ضمن ، وشرط الإمام خواهر زاده في الحريق الغالب أن يحيط بالوديعة ، فإن لم يكن بهذه الصفة ضمن ، كذا في "المستصفى" ، ذكره في "الجوهرة النيرة" .

<sup>(</sup>٥) لأنه استهلاك. (ج)

<sup>(</sup>٦) قوله: "ضمنها" لأنه إذا طلبها فقد عزله عن الحفظ، فإذا استهلكها بعد ذلك كان غاصبًا مانعًا له، فيضمنها لكونه متعديًا بالمنع، وأما إذا لم يقدر على تسليمها، بأن يكون في موضع ناء، أي بعيد، لا يقدر في الحال على ردها، لا يضمنها؛ لأنه غير قادر على الرد، كذا في "الجوهرة". وقال في "البحر": يعنى لو منع صاحب الوديعة بعد طلبه، وهو قادر على تسليمها، يكون ضامنًا؛ لأنه ظالم بالمنع حتى لو لم يكن ظالمًا بالمنع لا يضمن، ولهذا قال قاضى خان في فتاواه: لو كانت الوديعة سيفًا، فأراد صاحبه أن يأخذ من المودع ليضرب به رجلا ظلمًا، فإنه لا يدفعه إليه لما فيه من الإعانة على الظلم، ولو أودعت كتابًا فيه إقرار منها للزوج بمال، أو بقبض مهرها من الزوج، فللمودع أن لا يدفع الكتاب إليها لما فيه من ذهاب حق الزوج.

<sup>(</sup>٧) كما إذا انشقّ الكيسان، فاختلط لعدم الصنع، فيشتركان فيه، وهذا بالاتفاق. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٨) قوله: "فهو شريك [شركة أملاك]" لأنه لا يضمنها لعدم الصنع، وهذا بالاتفاق، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٩) قوله: "ذلك القدر" أي القدر الذي تصرف فيه؛ لأنه جانٍ فيه لا فيما بقي.

بَعضَهَا، ثُمَّرَدَّ مِثلَه، فَحَلَطَه بِالبَاقِى (۱) ضَمِنَ الجَمِيعَ (۲) ، وإذَا تَعَدَّى المُودَعُ فَى الوَديعَة بأن كَانَتُ دَابَّةٌ فَرَكِبَهَا، أو ثُوبًا فلبِسَه، أو عَبدًا فاستَخدَ مَهُ، أو أو دَعَهَا عِندَ غَيرِه، ثُمَّ أزَالَ التَعَدَّى، ورَدَّهَا إلى يَدِه، زَالَ الضَمَانُ (۲) ، فإن طَلَبَهَا صَاحِبُهَا، فجَحَدَهُ إيَّاهَا ضَمِنَهَا عَالَ فإن عَادَ إلى الاعتِرَافِ لم يَبرَأُ مِن الضَمَانِ (٥) ، وللمُودَع أن يُسَافِرَ (١) بالوَدِيعَةِ وإن كَانَ لَهَا حَملٌ

- (۲) قوله: "ضمن الجميع" البعض بالإنفاق، والبعض بالخلط؛ لأنه متعد بالإنفاق منها، ورد مثله باق على ملكه، وقد خلط بما بقى من الوديعة، فضمن الجميع، والمراد بالخلط ههنا خلط لا تتميز معه، أما لو جعل على ماله علامة حين خلط بها حيث يتأتى التميز، لا يضمن إلا ما أنفق، كذا في "الخلاصة"، وقيد قوله: "ثم رد مثله؛ لأنه لو لم يرد كان ضامنًا لما أنفق خاصة؛ لأنه حافظ للباقى، ولم يتعيب؛ لأنه ما يضره التبعيض؛ لأن الكلام فيما إذا كانت الوديعة دراهم أو دنانير، أو أشياء من المكيل والموزون فهو كما لو أودعه وديعتين، فأنفق إحداهما لا يكون ضامنًا للأخرى، كذا في "النهاية". (البحر الرائق باختصار)
- (٣) قوله: "زال الضمان [إذا لم يكن من نيته العود إليه، كما في "الأشباه"]" وقال الشافعي رحمه الله: لا يبرأ؛ لأن عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامنًا، فلا يبرأ إلا بالرد على المالك. ولنا أن أمره بالحفظ عام في سائر الأوقات، والأمر لا يبطل بالتعدى بدلالة أن من وكل رجلا ببيع عبده فشجة الوكيل شجة أو ضربه ضربة، ثم باعه صح بيعه بالأمر المتقدم، وهذا إذا كان الركوب والاستخدام واللبس لم ينقصها، أما إذا نقصها ضمنها. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "ضمنها" لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ، فعند ذلك هو بالإمساك غاصب مانع فيضمن، وفيه إشارة إلى أنه لو جحدها عند غير المالك لم يضمن، وإن جحدها بحضرة المودع، أو بحضرة وكيله ضمنها، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٥) قوله: "لم يبرأ من الضمان" لأنه لما جحدها حكم له فيها بالملك لثبوت يده عليها؛ لأن كل من في يده شيء فالظاهر أنه له، فإذا اعترف به لغيره بعد هلاكه لزمه ضمانه . (الجوهرة النيرة)
- (٦) قوله: "وللمودع أن يسافر" هذا عند عدم نهى المالك وعدم الخوف عليها بالإخراج، فلو نهاه أو خاف، فإن كان له بد من السفر ضمن، وبأمره لا، كذا في "الدر المختار". وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان لها حمل ومؤنة لم يسافر بها، فإن سافر بها ضمن؛ لأنه يلزم المالك أجرة النقل من بلد إلى بلد، والظاهر أنه لا يرضى بذلك، ولأبى حنيفة إطلاق الأمر، والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنًا، ولهذا يملك الأب والوصى؛ ولأن الإنسان لا يلتزم الوديعة ليترك أشغاله والسفر من إشغاله، فلا تمنعه الوديعة من ذلك.

قال صاحب "المنظومة":

لايت من المودع بالمسافيره عند البعدام النهبي والمخاطيره ويسجمعلان هذه مشفيمونه في كل ما ليحميله مؤله

قيد بانعدام النهى والمخاطرة؛ لأنه إذا نهاه فخرج بها يضمن إجماعًا، وكذا إذا كان الطريق مخوفًا، وأما إذا لم يكن لها حمل ولا مؤنة لا يضمن بالمسافرة إجماعًا، والذي له حمل ومؤنة، هو ما كان يحتاج في حمله إلى ظهر أو أجرة حمال، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>١) قوله: "فخلطه بالباقي" إنما ذكر الخلط احترازًا عما إذا هلك الباقي قبل الخلط، فإنه يهلك أمانة، أما إذا خلطه بالباقي صار متعدّيًا، كذا في "الينابيع"، كذا ذكره في "الجوهرة النيّرة".

ومُؤنَةٌ، وإذَا أودَعَ رجُلان عِندَ رجلٍ وَدِيعَةً، ثُمَّ حَضَرَ أَحَدُهُمَا، طَلَبَ نَصِيبَه مِنهَا، لم يَدفَع إليه شَيئًا عندَ أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى يَحضُرَ الأَخَرُ (١).

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: يَدفَعُ إِلَيهِ نَصِيبَه (٢) وإن أودَعَ رَجُلٌ عِند رَجَلَينِ شَيئًا عايُقَسَّمُ لم يَجُزْ أَن يَدفَعَه (٣) أَحَدُهُمَا إلى الآخَرِ، ولَكِنَّهُمَا يقتسمانه، فيَحفَظُ كُلُّ وَاحِد مِنهُمَا نِصفَه، وإن كَانَ عَالا يُقَسَّمُ جَازَ أَن يَحفَظَ أَحَدُهُمَا بإذِنِ الآخَرِ (٤) وإذَا قَالَ صَاحِبُ الوَدِيعَةِ لَلمُودَعِ: لا تُسلِّمهَا إلى زَوجَتِك، فَسلَّمَهَا إليهَا لم يُضمَن (٥) ، وإن قَالَ لَه: احفَظها في هَذَا البَيت، فحفِظها في بَيتٍ آخرَ من الدَّارِ لَم يَضمَن (٢) ، وإن حَفِظها في ذَارٍ أخرى ضَمن (٧).

<sup>(</sup>١) وهو مروى عن على رضى الله عنه، كذا في "رد المحتار".

<sup>(</sup>۲) قوله: "يدفع إليه نصيبه [لأنه طلب نصيبه كما لو حضرا، وبه قالت الثلاثة، وهذا الخلاف في المثليات، وإن كانت الوديعة من غير ذوات الأمثال، ليس له ذلك إجماعًا، كذا في "رد المحتار"]" والخلاف في المكيل والموزون، لهما أنه طالب بدفع نصيبه، فيؤمر بالدفع إليه، كما في الدين المشترك، ولأنه يطالبه بتسليم ما سلم إليه، وهو النصف، ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يطالبه بدفع نصيب الغائب؛ لأنه يطالبه بالمفرز، وحقه في المشاع، والمفرز المعين يشتمل على الحقين، ولا يتميز حقه إلا بالقسمة، وليس للمودع ولاية القسمة، بخلاف الدين المشترك؛ لأنه يطالبه بتسليم حقه إليه؛ لأن الديون تقضى بأمثالها. (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>٣) فإن دفع ضمن الدافع النصف.

<sup>(</sup>٤) قوله: "جاز أن يحفظ أحدهما بإذن الآخر [لجواز حفظ أحدهما بإذن الآخر، كذا في "الدر المختار"]" وهذا قول أبي حنيفة رحمهم الله، وعندهما: لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين جميعًا، لأنه رضي بأمانتها، فكان لكل واحد منهما أن يسلم إلى الآخر، كما فيما لا يقسم، ولأبي حنيفة: أنه رضى بحفظها، ولم يرض بحفظ أحدهما، فوقع التسليم إلى الآخر بغير رضى المالك، فيضمن الدافع ولا يضمن القابض؛ لأن مودع المودع عنده لا يضمن. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "لم يضمن" لأنه لابد من التسليم إليها، فنهيه لا يؤثر ، كما إذا قال: لا تحفظها بنفسك، لا في صندوقك، وهذا إذا لم يكن له امرأة سوى التي نهاه عن الدفع إليها، والوديعة مما تحفظ على أيدى النساء، كذلك في "المستصفى".

 <sup>(</sup>٦) قوله: "لم يضمن" لأن التبيين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز، وهذا إذا لم يكن البيت الذي حفظها فيه أنقص حرزاً من البيت الذي أمر بالحفظ فيه ، كذا في "الجوهرة".

 <sup>(</sup>٧) لأن حكم المدارين مختلف في المحرز والحفظ، وأما إذا تساويا في الحرز، أو كانت الثانية أحرز لا يضمن. (الجوهرة)

#### كتابُ العَارِيَة (١)

## العَارِيةُ جَائِزَةٌ (٢) وهِي تَملِيكُ السَمَنَافِعِ بِغَيرِ عِوَضٍ (٣)، وتَصِحُ (١) بقَولِه: أَعَرتُكَ

(١) قوله: "كتاب العارية" المناسبة بينه وبين الوديعة اشتراكهما في الأمانة، وإنما أخر العارية عنها لأنها أمانة بلا تمليك، وفي العارية تمليك المنافع، فالأولى بمنزلة الأعلى من الثانية، والأعلى مقدم على الأدنى.

والعارية لغة مشتقة من العرية وهي العطية، كما في "المبسوط"، ورده المطرزي؛ لأنه يقال: استعار منه فأعاره، واستعاره الشيء على حذف "من"، وقيل: منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وشنار، فعلى هذا يقال: العارية -بالتشديد- لأن ياء النسب مشددة، وقد تخفف العارية في الشعر، والجمع العوارى -بالتخفيف والتشديد- على الأصل، ورده -أى كون العارية منسوبة إلى العار-.

في "النهاية": بأنه ﷺ باشر الاستعارة، فلو كان العار في طلبها لما باشرها، وأيضًا رده الراغب بأن العار يائيّ، والعارية واويّ؛ لأن العرب يقولون: هم يتعاورون العواري، ويتعورونها بالواو إذا عار بعضهم بعضًا.

قال في "المبسوط": ويجوز أن يكون من التعاور، وهو التناوب، وهكذا قال العيني في "شرح الكنز"، وقوله: وهي مشتقة من التعاور، وهو التداول، يقال: تعاورنا الكلام بيننا، أو تداولنا، وهكذا في القهستاني، ذكره في "رد المحتار"، وقال الأزهري: نسبة إلى العارة، وهي اسم من الإعارة، يقال: أعرته الشيء إعارة وعارة، مثل اطعته إطاعة وطاعة، وأجبته إجابة وجابة، وهو الصحيح، والعارة لغة في العارية، قال الحريري:

وهى فى الشرع: عبارة عن تمليك المنافع بغير عوض، وهو اختيار أبى بكر الرازى، وهو الأصح، كذا قال العينى، وسميت عارية لتعريها عن العوض، ومن شرطها أن تكون العين قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها حتى لا تكون عارية الدراهم والدنانير والفلوس إلا قرضًا، كذا فى "الجوهرة"، وركنها هو الإيجاب من المعير، أما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة، كذا فى الفتاوى الهندية، وحكمها كونها أمانة إن هلكت من غير تعدلم يضمن، ولو تعدى ضمن بالإجماع، هكذا فى المعتبرات.

- (٢) قوله: "جائزة [وهي غير لازمة، (ج)]" لأنه نوع إحسان، وقيد استعار النبي ﷺ دروعًا من صفوان ابن أمية في غزوة حمين، أخرجه أبو داود.
- (٣) قوله: "وهي تمليك المنافع بغير عوض" القيد الأول احتراز عن الهبة؛ لأنها تمليك العين، والثاني احتراز عن الإجارة، فإنها تمليك المنفعة بعوض. (فتح المعين)
- (٤) قوله: "وتصح . . . إلخ" أما قوله: "أعرتك فهو صريح في العارية ، وأطعمتك هذه الأرض عارية أيضًا ؛ لأنها لا تطعم ، فعلم أنه أراد المنفعة ، ولهذا لوقال: أطعمتك هذا الطعام كان إباحة للعين ، وقوله: منحتك هذا الثوب عبارة عن العارية ، قال عليه الصلاة والسلام: «المنحة مردودة» ولو كانت تقتضي ملك العين لم تجب ردها ، المنحة -بكسر المنون وفتحها إذا أعطاه شيئًا ، كذا في "الصحاح".

وقوله: إذا لم يردبه الهبة، راجع إلى منحتك، وحملتك، فإذا كان كذلك ينبغى أن يقول: بهما إلا أنه أراد كل واحد منهما، كما في قوله تعالى: ﴿عَوَانُ بَينَ ذلكَ﴾ ولم يقل: بين ذلكما، هكذا في "الجوهرة" لكن الصحيح أن يقول صاحب "الجوهرة": عوان بين ذلك، ولم يقل: بينهما -فتدبر-.

وأطعَمتُكَ هذه الأرض، ومَنَحْتُكَ (۱) هذا الثوب، وحَمَلتُكَ عَلَى هَذه الدَابَّة إذَا لَم يُرديه الهِبَة، وأخدَ متُك (۱) هذا العَبد، ودَارِى لَك (۱) سُكنَى (۱) و دَارِى لَكَ عُمرى سُكنى (۵) و للهُعِير أن يَرجعَ في العَارِيَة (۲) مَتَى شَاءَ (۷) و العَارِيَة أَمَانةٌ في يَد المُستَعير إن هَلَكَ من غَيرِ تعَد لَم يَضمَن (۱) المُستَعير أن وليس للمُستعير (۱) أن يُؤجرَ ما استَعارَه، فإن آجَرَه، فهَلكَ

- (١) أي أعطيتك.
- (٢) لأنه أذن له في استخدامه، فكان عارية. (ج)
  - (٣) لأن معناه سكناها لك، فكان عارية. (ج)
    - (٤) تمييز أي من حيث السكني.
- (٥) قوله: "ودارى لك. . . إلخ" والعمرى اسم من الإعمار، معناه جعلت سكناها لك مدة عمرك، فعمرى مفعول مطلق بفعل محذوف، تقديره: أعمرتها لك عمرى وسكنى تميز عن النسبة إلى المخاطب، وهذا أولى مما في "المغرب" من أنه حال، نعم يجوز أن يكون خبرًا، ولك متعلق به، أو بالنسبة بين المبتدأ والخبر، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِينَ عِندَ اللهِ الإسلامُ﴾ حموى عن الحفيد على صدر الشريعة . . . إلخ .
  - (٦) لقوله عليه السلام: «المنحة مردودة والعارية مؤداة». (الفتح)
- (٧) قوله: "متى شاء" لأن العارية تمليك المنافع، وهى تحدث حالا فحالا، فما لم يوجد منها لم يتصل به قبض، فللمتبرع أن يرجع فيه، كذا في "الجوهرة"، وأطلق في قوله: "يرجع المعير متى شاء، فشمل ما لو كانت موقتة، وفيه ضرر بين بالمستعير، فإن الإعارة تبطل وتبقى العين بأجر المثل، كمن استعار أمته لترضع ولده، وصار لا يأخذ إلا تُديها، فلها أجر المثل إلى الانفطام (البحر عن "الخانية").

وفي "الدُّر" عن "الأشباه": العارية تلزم فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه، فوضعها ثم باغ المعير الجدار، ليس للمشترى رفعها، وقيل: نعم إلا إذا شرطه وقت البيع، قلت: وبالقيل جزم في "الخلاصة" و"البزازية" وغيرهما. . . إلخ. (فتح الله المعين على ملا مسكين)

(٨) قوله: "لم يضمن لقوله عليه السلام: ليس على المستعير غير المغل ضمان، كذا في الجوهرة النيرة"، وقال الشافعي: يضمن إذا هلكت في غير حالة الاستعمال؛ لأنه قبض مال الغير لنفسه، فكان سببًا للضمان، وبه قال أحمد، وعن أحمد: لو شرط الضمان يضمن، وإلا لا، و قال مالك: ما يخفي هلاكه كالثياب والأثمان يضمن وإلا لا، ولنا: أن الضمان إنما يجب بإخراج العين من أن يكون منتفعًا بها في حق المالك بإثبات اليد المانعة، ولا يوجد هذا إلا عند التعدى، ولم يوجد.

فإن قلت: روى الترمذي أنه عليه السلام قال: العارية موداة مضمونة، وروى البخاري وأبو داود أنه عليه السلام استعار درعًا من صفوان بن أمية يوم خيبر، فقال صفوان: أغصبًا يا محمد عليه الله عادية مضمونة.

قلت: الحديث الأول محمول على ضمان الرد، والخلاف في ضمان الرد بالقيمة، وكذا الحديث الثاني، وقيل: كان الأخذ في حديث صفوان بغير إذن لحاجة المسلمين، ولهذا قال: أغصبًا يا محمد على وعند حاجة الناس يرخص تناول الغير بغير إذنه بشرط الضمان كحالة المخمصة، ولأنه شرط له الضمان والعارية إذا شرط فيها الضمان يضمن عندنا في رواية. (العيني على الكنز، وكذا في "الجوهرة")

ضَمِنَ (١) وله (١) أن يُعيرَه إذَا كَانَ الـمُستَعَارُ (١) ما لا يَختَلِفُ باختِلافِ الـمُستَعملِ، وعَارِيَةُ الدَرَاهِم والدَنَانِيرِ والـمَكيلِ والـمَوزُونِ قَرضٌ (١) ، وإذَا استَعَارَ أرضًا ليَبنِي فِيهَا، أويَغرِس جَازَ، وللمُعير أن يَرجِعَ عَنهَا، يُكلّفُه قَلعَ البِنَاء والغَرسِ (١) ، فإن لَم يَكُن وَقتَ العَارِيَةِ، فَلا ضَمَانَ عَلَيه (١) ، وإن كَانَ وَقتَ العَارِيةِ ورَجَعَ قَبلَ الوَقتِ ضَمنَ (١) المُعيرُ المُستَعيرَ ما نَقَصَ من البِناء والغَرسِ بالقَلع، وأجرةُ رَدِّ العَارية عَلى المُستَعيرِ (١) ، وأجرةُ رَدِّ العَينِ المُستَعيرِ عَلى المُستَعيرِ (١) ، وأجرةُ رَدِّ العَينِ المُستَاجرة عَلَى المُستَعيرِ (١) ، وأجرةُ رَدِّ العَينِ المُودَعَة عَلَى المُستَعيرِ (١) ، وأجرةُ رَدِّ العَينِ المُودَعَة عَلَى المُوجر (١) ، وأجرةُ رَدِّ العَينِ المُودَعَة

<sup>(</sup>٩) لأن الإعارة دون الإجارة، والشيء لا يتضمن ما هو فوقه. (ج)

<sup>(</sup>۱) قوله: "ضمن" أى المستعير؛ لأنه متعد بالتسليم إلى المتسأجر، فصار غاصبًا، وإن شاء ضمن المستأجر، لأنه قبض ماله بغير إذنه، فإن ضمن المستُعير لا يرجع على المستأجر؛ لأنه ملكه بالضمان، وتبين أنه آجر ملك نفسه، وإن ضمن المستأجر يرجع على المؤجر إذا لم يعلم أنه كان عارية في يده، وإن علم فلا يرجع كالمستأجر من الغاصب عالما بالغصب، كذا في "شرح الكنز" للعيني.

<sup>(</sup>٢) أي للمستعير.

<sup>(</sup>٣) قوله: "أن يعيره [إغا شرط به دفعًا لمزيد الضرر عن المعير؛ لأنه رضى باستعماله، لا باستعمال غيره]. . . إلخ "هذا إذا صدرت مطلقة بأن استعار دابة، ولم يسم له شيئًا، فإن له أن يحمل، ويعير غيره للحمل، وله أن يركب، ويركب غيره؛ لأنه لما أطلق فله أن يعير حتى لو ركب بنفسه ليس له أن يركب غيره؛ لأنه تعين ركوبه، ولو أركب غيره ليس له أن يركب بنفسه حتى لو فعله ضمن؛ لأنه قد تعين الإركاب على هذا، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٤) قوله: "قرض [لإن الإعارة تمليك المنافع، وهذه الأشياء لا ينتفع بها إلا باستهلاك أعيانها. (ج)]" وكذا المعدود الذي لا يتفاوت كالجوز والبيض؛ لأنه لا يتفع بها إلا باستهلاك عينه، وإنما يكون عارية الدراهم والدنانير قرضًا إذا أطلق العارية، أما إذا استعارها ليعاير بها ميزانًا أو يزين بها دكانًا كانت عارية لا قرضًا، فإن هلكت من غير تعد لا ضمان عليه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) لأن العارية توجب الاسترجاع، فيكلف تفريعها. (ج)

 <sup>(</sup>٦) قوله: 'فلا ضمان عليه' يعنى في نقصان البناء والغرس؛ لأن المستعير مغتر غير مغرور حيث أغتر بإطلاق العقد من غير أن يستوثق منه بالوعد؛ لأنه رضى بالعارية من غير توقيت، فلم يكن مغرورًا، والرجوع إنما يجب بالغرور. (الجوهرة)

 <sup>(</sup>٧) قوله: "ضمن "لأنه لما وقت وقتًا معلومًا، فالظاهر الوفاء بما وعد، فقد اعتمد على قوله: ووثق به، فقد غره بخلفه فيضمن، كذا في "شرح الكنز" للعيني.

 <sup>(</sup>٨) قوله: "على المستعير" لأن الرد واجب عليه، لما أنه قبضه لمنفعة نفسه، والأجرة مؤنة الرد، فتكون عليه، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٩) قوله: "على المؤجر" لأن الواجب على المستأجر التمكين والتخلية دون الرد، فإن منفعة قبضه سلمة

عَلَى المُودِعِ (۱) وإذَا استَعَارَ دَابَّةً، فردّها إلى إصطبلِ مَالِكِهَا، فَهَلَكَت كَم يَضَمَن (۲) وإن استَعَارَ عَينًا (۳) وردّها إلى دَارِ المَالِكِ، ولم يُسكّمها إليه كم يضمَن (۱) وإن ردّ الوديعة إلى دَارِ المَالِكِ، ولَم يُسكّمها إليه ضَمِنَ (۵) والله أعلم - .

#### كتابُ اللَقيط(٢)

اللَقِيطُ حُرُّ ( ) و نَفَقَتُه من بَيتِ المالِ ( ) وإن التَقَطَه رَجُلٌ لَم يَكُن لغيرِه ( ) أن يَأخُذَه للمؤجر معنى ، فلا يكون عليه مؤنة رده . ( الجوهرة )

- (١٠) قوله: "على الغاصب" لأن الواجب عليه الرد، والإعادة إلى يد المالك؛ لأنه نقلها من مالكها غصبًا. (الجوهرة)
- (۱) قوله: "على المودع" بكسر الدال لأن منفعة حفظها عائدة إليه، فكانت مؤنة ردها عليه، كذا قاله العلامة العيني.
- (٢) قوله: "لم يضمن" وفي القياس: يضمن لأنه ما ردها إلى مالكها، وجه الاستحسان: أنه أتى بالتسليم المتعارف؛ لأن رد العواري إلى ديار المالك معتاد، كآلة البيت، ولو ردها إلى مالكها يردها هو إلى المرابط، كذا في "المجتبى". (الجوهرة)
  - (٣) مثل الثوب والعبد. (الفاتح)
  - (٤) وكذا المستأجر إذا ردُّها إلى دار المؤجر؛ لما بينا من العرف. (الفاتح)
- (٥) قوله: "ضمن" وكذا المغصوب؛ لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله، وذلك بالرد إلى المالك دون غيره، والوديعة لا يرضى المالك بردها إلى الدار، ولا إلى من في العيال؛ لأنه لو ارتضى بذلك لما أودعها بخلاف العوارى؛ لأن فيها عرفًا حتى لو كانت العارية عقد جوهر، لم يردها إلا إلى المعير لعدم العرف فيه، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٦) قوله: "كتاب اللقيط" مناسبة اللقيط بالعارية أن العارية أمانة بالحفظ على سبيل التخصيص؛ لأنه يأمر
   المعير بالحفظ دلالة، وفي اللقيط استحفاظ لا على وجه التعيين؛ لأن الملتقط غير معلوم، كذا في "الفاتح".

اللقيط هو فعيل بمعنى مفعول كالقتيل والجريح، وهو اسم شيء منبوذ في اللغة، وفي الشرع: اسم لمولود حي طرحه أهله خوفًا من العيلة، أو فرارًا من تهمة الزناء، وسمى به باعتبار ما يؤول إليه، كذا قال العيني.

وقال في "فتح المعين": وإنما سمّى به باعتبار ماله؛ لما أنه يلقط، وهو في اللغة: ما يرفع من الأرض، ثم غلب على الصبي المنبوذ، لأنه على عرض أن يلقط من الأرض- انتهى-.

قال في "الجوهرة": الالتقاط مندوب إليه إذا كان في مصر، وواجب إذا كان في برية؛ لما فيه من إحياءه، وروى أن رجلا التقط لقيطًا فجاء به إلى على كرّم الله وجهه، فقال: هو حر.

- (٧) قوله: "اللقيط حر" لأن الأصل في بني آدم الحرية؛ لأن الدار دار الإسلام، فمن كان فيها يكون حرًا باعتبار الأصل، وهو أي اللقيط حر في جميع أحكامه، حتى إن قاذفه يحد، فلا يحد قاذف أمه لوجود ولـد منها لا يعرف له أب. (العيني على الكنز)
- (٨) قوله: "ونفقته من بيت المال" أي نفقة اللقيط في بيت المال، كذا روى عن عمر وعلى رضي الله عنهما،

من يَده، فإن ادَّعَى مُدَّعِ أَنَّه ابنُه، فالقَولُ قَولُه (أ) مَعَ يَمِينِه (أ) وإن ادَّعَاهُ اثنَانِ ووَصَفَ أَحَدُهُ مَا عَلامَةً في جَسَده، فهُوَ أُولَى بِه (أ) وإذَا وُجِدَ في مصر من أمصارِ المسلمين، أو في قَريَةٍ مِن قُراهُم، فادَّعَى ذمّى أنّه ابنُه، ثَبَتَ نَسَبُه مِنهُ (أ) وكَانَ مُسلمًا، وإن وُجِدَ في قَريَة من قُرَى أَهلِ الذمّة (6) أو في بِيعَة (1) أو كنيسة كَانَ ذِمّيّا (٧) ومن ادّعَى أن اللقيطَ عبدُه، أو

روى أن رجلا جاء إلى عمر رضى الله عنه بمنبوذ، فقال: وجدته على بابى، فقال عمر: عسى الغويرا بؤساً نفقة علينا، وهو حر، فقوله: عسى الغويرا بؤساً يدل على أن عمر رضى الله عنه اتهمه أن يكون ابنه، وإن البأس جاء من قبله، والغويرا بلد، والبؤس الفقر، والمنبوذ الطفل المرمى، وهذا المثل مشهور فى الأدب، لأنه عاجز محتاج لا مال له، ولا قريب، ومال بيت المال مقدم للصرف إلى مثله، فصار كالمقعد الذى لا مال له، ولا قريب، ولو أنفق عليه الملتقط يكون متبرعاً؛ لأنه ليس له ولاية الإلزام إلا إن أمر بها القاضى بإنفاق عليه، فيرجع على اللقيط بها، ثم مجرد أمر القاضى يكفى للرجوع، كما إذا قضى شخص دينًا عن شخص بأمره، فإنه يرجع عليه، وفى الأصلح لا يرجع بمجرد الأمر إلا إذا صرح له بأنه ينفق عليه ليرجع عليه؛ لأن مطلق الأمر قد يكون للحث والترغيب، فلا يرجع عليه للاحتمال. (العينى والفتح شرحا الكنز و الجوهرة)

- (٩) قوله: "لم يكن لغيره. . . إلخ" لأن يده قد سبقت إليه ، فلم يكن لأحد أن ينزعه إلا بيد هي أولى من يده . (الجوهرة)
- (۱) قوله: "فالقول قوله" معناه إذا لم يدع الملتقط نسبه، أما إذا ادعاه فهو أولى به من الخارج، وهذا استحسان، والقياس أن لا يقبل قول المدعى؛ لأنه يتضمن إبطال حق الملتقط، ووجه الاستحسان أنه إقرار للصبى عما ينفعه، لأن الناس يتفاخرون بالأنساب، ويعيرون بعدمها، وإذا ثبت نسبه ترتب عليه أخذه من الملتقط، فتبطل يده. (من "العيني" و "الفتح" و "المستخلص" و "الجوهرة")
  - (٢) هذا ليس في بعض النسخ، وهو الصحيح.
- (٣) قوله: "فهو أولى به" لأن الظاهر شاهد له لموافقة العلامة كلامه، وإن لم يصف أحدهما علامة، فهو ابنهما لاستواءها في السبب، أي الدعوة ولو سبقت دعوة أحدهما فهو ابنه؛ لأنه تبت حقه في زمان؛ لا منازع له في إلا إذا أقام الآخر البينة لأن البينة أقوى، كذا في "الهداية".
- (٤) قوله: "ثبت نسبه منه" لأن في إثبات نسبه نفع له، وإنما جعلناه مسلمًا لأن الكفر إلحاق ضرر به، فما يكسبه الضرر لا يجوز عليه، وما يحصل له فيه النفع فهو جُائز، فصحت دعوته فيما ينفعه، دون ما يضره، كذا في "الجوهرة".
- (٥) قوله: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة. . . إلخ" قال المحقق العيني: هذا تصريح بأن المعتبر هو المكان، وقد اختلف فيه، فمنهم من اعتبره، ومنهم من اعتبر الواجد، والحاصل أن هذا على أربعة أوجه: الأول: أن يجده مسلم في مكان المسلمين كالمسجد، أو القرية، أو المصر للمسلمين، فيكون مسلمًا، والثاني: أن يجده كافر في مكان المسلمين.

والرابع: أن يجده مسلم في مكان الكافرين، ففيهما اختلاف الرواية، ففي كتاب اللقيط -من "المبسوط"- العبرة للمكان، لسبقه، وفي رواية ابن سماعة: العبرة للواجد لقوة اليد، وفي رواية: أيهما كان موجبًا لإسلامه، فهو المعتبر، لأن الإسلام أنفع له، وهو أوفق، وفي رواية: بحكم زيّه، فإن كان عليه زي المسلمين فهو مسلم،

أَمَتُه لم يُقبلُ مِنهُ، وكَانَ حُرًا (الوإن ادّعَى عَبدًا أنّه ابنُه ثَبَتَ (النّه منهُ، وكَانَ حُرًا (الوإن وأن وأن وأن وأله وأنه وأنّه والمنه وأنه والمنه وأنه والمنه وأنه والمنسكة وأنه والمنسكة وأنه والمنسكة وأنه والمنسكة وأنه والمنسكة وأنه والمنسكة و

وإن كان عليه زي الكفر نحو الصلب والزنّار ، فهو كافر -انتهى- وكذاً في "الجوهرة" و "المستخلص" و "الفتح مع الزيادة والنقصان .

- (٦) في "الجوهرة": البيعة لليهود، والكنيسة للنصاري.
  - (٧) لشهادة الظاهر. (الفاتح)
- (۱) قوله: "وكان حراً" لأنا قدبينا أنه حر بالظاهر، فلا ينتقل عنه بنفس الدعوى إلا أن يقيم البينة أنه عبده، كذا في "الجوهرة". ويشترط أن يكون الشهود مسلمين؛ لأنه مسلم بالدار أو بالبد، فلا يحكم عليه بشهادة الكافر إلا إذا اعتبر كافراً بوجوده في موضع أهل الذمة. فإن قيل: كيف تقبل البينة ولا خصم عن اللقيط؛ لأن الملتقط ليس بولى له، فلا يكون خصما عنه لا سيما فيما يضره.

قلنا: الملتقط خصم له باعتبار يده؛ لأنه يمنعه عنه، ويزعم أنه أحق به حفظا، ولا يتوصل المدعى إلى استحقاق يده إلا بإقامة البينة على دعواه، فلهذا كان الملتقط خصمًا عنه. (العيني والمستخلص)

- (٢) لأنه ينفعه.
- (٣) قوله: "وكان حراً" لأن المملوك قد تلدله الحرة، فلا يكون عبداً، وقد تلدله الأمة، فيكون عبداً،
   والظاهر في بني آدم الحرية، فلا يبطل بالشك، كذا في "البناية".
- (٤) قوله: "فهو له" دون الواجد اعتبارًا للظاهر، فإن قيل: الظاهر يكفى للدفع لا للاستحقاق، فلو ثبت له الملك بهذا الظاهر كان الظاهر حجة مثبة للاستحقاق، وليس كذلك.

قلنا: هذا الظاهر يدفع دعوى الغير، فهو للدفع، ثم الأملاك تكون في يد المالك، وهذا المال في يده، وهو من أهل الملك لكونه حرّا، وكذا الظاهر يدل على أن من وضعه وضع معه هذا المال لينفق عليه منه، فيصرفه الملتقط عليه بأمر القاضي عند البعض؛ لأنه مال ضائع، وقيل: يصرفه عليه لغير أمره؛ لأنه مال اللقيط ظاهرًا، كذا في العيني على "الكنز" و"المستخلص".

قال في "الجوهرة": أما إذا كان موضوعًا بقربه لم يحكم له به، ويكون لقطة وإن وجد اللقيط على دابة، فهي له، وحكى أن لقيطة وجدت، فإن وجدت ببغداد وعند صدرها رق منشور فيه:

بنت المباهجة والقلية يشترى بها جارية هندية بنته وهي كبنيسرة

هذه بنت شمقى وشقىسة ومعها ألف دينار جعفرية وهنذا جزاء من لسم يسزوج وفي رواية: وهي صغيرة.

- (٥) قوله: "ولا يجوز تزويج الملتقط" لانعدام سبب الولاية من القرابة والملك والسلطنة، فأنكحه السلطان ومهره في بيت المال، وفي "الخانية": وليس له أن يختنه، فإن فعل ذلك وهلك كان ضامنًا، كذا في "مجمع الأنهر".
- (٦) قوله: "ولا تصرفه [بالبيع والشراء] في مال اللقيط" اعتبارًا بالأم، وهذا أي عدم تصرف كل واحد من الأم والملتقط لأن ولاية التصرف لتميز المال، وذلك يتحقق بالرأى الكامل، والشفقة الوافرة والموجود في كل

### كتابُ اللُّقطَة <sup>(١)</sup>

اللَّقطَةُ أَمَانَةٌ في يَد المُلتَقط ("، إذَا أَشهَدَ الـمُلتَقطُ أَنّه يَأْخُذُهَا لِيَحفَظَهَا ويَردّهَا عَلَى صَاحبها"، فإن كَانَ عَشَرَةٌ فصَاعدًا عرّفها صَاحبها"، فإن كَانَ عَشَرَةٌ فصَاعدًا عرّفها

واحد منهما إحداهما، كذا في "الهداية"، وهذا لأن للملتقط رأيًا كاملا، ولا شفقة له، وللام شفقة كاملة. ولا رأى لها، كذا في العناية ".

- (٧) لأنه نفع محض. (ج)
- (٨) لأنه من باب تثقيفه وحفظ حاله، والتثقيف تقويم المعوج بالثقاف، وهو ما يسوى به الرماح، ويستعار للتأديب والتهذيب، كذا في "العناية".
- (٩) قوله: "ويؤاجره قال في "الهداية": هذا رواية القدوري في "مختصره"، وفي الجامع الصغير":
   لا يجوز أن يؤاجره، ذكره في الكراهية، وهو الأصح، وجه الأول أنه يرجع إلى تثقيفه، ووجه الثاني أنه لا يملك
   إثلاف منافعه، فأشبه العم، بخلاف العم إجارة الصغير، بخلاف الأم لأنها تملكه -انتهى-.
- (۱) قوله: "كتاب اللقطة قال العينى: هى مثل اللقيط فى الاشتقاق، والمعنى اللغوى، وهى بضم اللام وفتح الفاء اسم للمال الملتقط. فإن قلت: ما هذه الصيغة؟ قلت: قال الشارح: هو اسم الفاعل للمبالغة، وبسكون القاف اسم للمفعول كالضحكة، وسميت هذه بهذه الاسم مبالغة لزيادة معنى اختص به، وهو أن كل من رآها يميل إلى رفعها، فكأنها تأمره بالرفع؛ لأنها حاملة إليه، فأسند إليها مجازًا، فجعلت كأنها هى التى رفعت نفسها، ونظيره قولهم: ناقة حلوب ودابة ركوب، وهو اسم فاعل سميت بذلك لأن من رآها يرغب فى الركوب والحلب، فنزلت كأنها أحلبت نفسها، وأركبت نفسها، وفيه تعسف، وليس كذلك، بل اللقطة سواء كان بفتح والحاب فنزلت كأنها أسم موضوع على هذه الصيغة للمال الملتقط، وليس هذا مثل الضحكة، ولا مثل ناقة حلوب ودابة ركوب؛ لأن هذه صفات تدل على الحدوث والتجدد، غير أن الأول للمبالغة في وصف الفاعل أو المتعول، والثاني والثالث بمعنى المفعول للمبالغة، كما عرف في موضعه انتهى -.
- (٢) قوله: "اللقطة أمانة . . . إلخ " لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعًا ، بل هو أفضل عند عامة العلماء ، وهو واجب إذا خاف الضياع ، وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه ، كذا في "الجوهرة" .
- (٣) قوله: "إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها" لأن الأخذ على هذا الوجه مشروع، وقيد بالإشهاد لقوله عليه الصلاة والسلام: "من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق» وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد وابن ماجة. وعن أبي يوسف: لا يشترط الإشهاد، كما لو أخذها بإذن المالك، وبه قالت الثلاثة، ولو لم يشهد يضمن عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الإشهاد لنفي التجاحد حتى لو صدقه صاحبها أنه أخذها ليردها عليه لا يضمن، وإن لم يشهد؛ لأن إقراره حجة عليه، وإذا لم يمكنه الإشهاد بأن لم يجد أحد وقت الالتقاط، أو خاف من الظلمة عليها، فلا يضمن بالاتفاق، كما إذا أشهد عند الالتقاط وعرفها، ثم ردها إلى موضعها، وكيفية الإشهاد أن يقول: من رأيتموه ينشد ضالة فدلوه على سواء كانت اللقطة واحدة أو أكثر. (العيني والجوهرة والمستخلص)
  - (٤) اللقطة.
- (٥) والتعريف إنما يكون جهرًا في الأسواق وأبواب المساجد، وفي الموضع الذي وجد فيه على حسب ما

حَولا كَاملاً(۱) فإن جَاءَ صَاحِبُها (۱) وإلا تَصَدَّقَ بِهَا، فإن جَاءَ صَاحِبُها وهُو قَد تَصَدَّقَ بِهَا، فإن جَاءَ صَاحِبُها وهُو قَد تَصَدَّقَ بِهَا، فإن أَنفق الصَدَقَة (۱) وإن شَاءَ ضَمَّنَ المُلتَقِطَ (۱) ويَجُوزُ الالتِقَاطُ في الشَاة والبَعير (۱) فإن أَنفق الصَلتقطُ عَليها بِغير إذن الحَاكم فهُو مُتَبرعٌ (۱) وإن أَنفق بإذنه كَانَ ذَلكَ دَينًا عَلَى صَاحِبِها (۱) وإذَا رَفَعَ ذَلكَ إلى الحَاكم نَظَر فِيه، فإن كَانَ للبَهِيمة مَنفَعةٌ أَلكَ وأَنفق عَليها مِن أَجرَتِها، وإن لَم يَكُن لَهَا مَنفَعَةٌ، وخَافَ أَن تَستَغرِقَ النَفقةُ قِيمَتَهَا بَاعَهَا (۱) الحَاكمُ، وأَمرَبحِفظ ثَمَنها (۱۱) ، وإن كَانَ الأصلَحُ الإنفاق عَليها أذِنَ في ذَلِكَ (۱۱) ،

يراه الأنام. (الجوهرة)

(٣) قوله: "إن شاء أمضى [وفى نسخة: أجاز] الصدقة [وله ثوابهه]" فإن أمضى فله الثواب، وإلا فللملتقط، وإن شاء ضمن الملتقط؛ لأنه تصرف فى ماله بغير إذنه، سواء كان تصدق بأمر القاضى، أو بغير أمره فى الصحيح، فإن قيل: كيف يضمنه وقد تصدق بإذن الشرع؟

قلنا: الشرع أباح له التصدق، ولم يوجب عليه ذلك، وبمثل هذا الإذن يسقط الإثم دون الضمان، كتناول المضطر مال الغير، وله أن يضمن الفقير؛ لأنه أخذ ماله لنفسه من غير إذنه، ولا يرجع الفقير على الملتقط بما لحقه من الضمان، ولا الملتقط يرجع على الفقير، وتضمين الفقير فيما إذا هلكت العين في يده، وإن كانت قائمة أخذها صاحبًا إن لم يمض الصدقة؛ لأنه وجد عين ماله. (العيني والمستخلص)

- (٤) فإن ضمن لم يرجع بها على المسكين. (ج)
- (٥) قوله: "ويجوز اللتقاط . . . إلخ" هذا إذا خاف عليها التلف والضياع ، مثل أن يكون البلد فيها الأسد واللموص ، أما إذا كانت مأمونة التلف ، لا يأخذها ، أما الشاة فلقوله عليه السلام : «خذها فإنحاهي لك أو لأخيك أو للذئب وأما الإبل فلقوله عليه السلام : «مالك ولها معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يأتيها صاحبها فيأخذها » رواه البخارى ومسلم ، كذا في " الجوهرة النيّرة " وغيرها .
  - (٦) لقصور ولاية عن ذمة المالك. (ج)
- (٧) قوله: "كان ذلك دينًا. . . إلىخ" لأن للقاضى ولاية في مال الغائب نظرًا له، وقد يكون النظر في الإنفاق. (الجوهرة)
  - (٨) قوله: "آجرها. . . إلخ" لأن فيه إبقاء العين على ملكه من غير إلزام الدين عليه . (الجوهرة)
- (٩) قُوله: "باعها" لأن القاضى ناظر محتاط، فله أن يختار أصلح الأمرين، كذا فى "الجوهرة"، فإن ظهر المالك ليس له نقض البيع إن بيع بإذن الحاكم، وإن بيع بغير أمره إن كان قائماً إن شاء أجازه وأخذ الثمن، وإن شاء بطله وأخذ عين ماله، وإن كان هالكا إن شاء ضمن البائع، ونفد البيع من جهة البائع فى ظاهر ألرواية، وبه أخذ عامة المشايخ، كذا فى "مجمع الأنهر".

<sup>(</sup>١) وقيل: إن هذه المقادير ليست بلازمة، وإنما يعرفها مدة يقع بها التعريف، وعليه الفتوى. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٢) فيها.

<sup>(</sup>١٠) قوله: "أمر بحفظ ثمنها" أي ثمن البهيمة إيفاء لحق المالك معنى عند تعذر بقاءه صورة. (الفاتح شرح

وجَعَلَ النَفقَةَ دَينًا عَلَى مَالِكِهَا، فإذَا حَضَرَ مَالِكُهَا، فللمُلتَقِطُ أَن يَمنَعَهُ مِنهَا (''حَتّى يَأْخُذَ النَفَقَةَ، ولُقطَةُ الحِلِّ والحَرَمِ سَوَاءٌ ('')، وإذَا حَضَرَ الرَجُلُ فادّعَى أَنّ اللُقطَةَ لَه ('')، لَم تُدفَع إلَيهِ حَتّى يُقِيمَ البَيّنَةَ ('')، فإن أعطَى عَلامَتَهَا ('') حَلَّ للمُلتقِط أَن يَدفَعَهَا إِلَيهِ ('')، ولا يُحبَرُ عَلَى ذَلكَ فِي القَضَاء ('')، ولا يُحبَرُ أَن يَنتَفِعَ فِي القَضَاء ('')، ولا يَتصدَّ قُ بِاللُقطة عَلَى غَنيً وإن كَانَ المملتقط عَنيًا لم يَجُز أَن يَنتَفِعَ بِهَا ('')، ويَجُوزُ أَن يَتَصَدَّقَ بِهَا إِذَا كَانَ عَنيًا عَلَى

القدوري)

(١١) قوله: "أذن في ذلك . . . إلخ" لأن الحاكم نصب ناظرًا، وفي هذا نظر من الجانبين، قالوا: إنما يأمره بالإنفاق يومين أو ثلاثة أيام، على قدر ما يرى رجاء أن يظهر مالكها، فإذا لم يظهر يأمر ببيعها؛ لأن استدامة النفقة مستأصلة، فلا نظر في الإنفاق مدة مديدة .

قال في "الهداية": شرط في الأصل إقامة البينة، وهو الصحيح؛ لأنه يحتمل أن يكون غصب في يده، فلا يأمر فيه بالإنفاق، وإنما يأمر به في الوديعة، فلابد من البينة لينكشف الحال للقاضى، وإن قال: لا بينة لي يقول له القاضى: أنفق عليها إن كنت صادقًا فيما قلت حتى يرجع على المالك إن كان صادقًا، ولا يرجع إن كان غاصبًا. (الجوهرة النيرة)

- (۱) قوله: "فللملتقط أن يمنعه منها. . . إلخ" لأن هذا دين على صاحبها، ثم لا يسقط دين النفقة بهلاك اللقطة في يد الملتقط قبل حبسها، ويسقط إن هلك بعد الحبس كالوكيل بالشراء إذا نقد من مال نفسه له أن يرجع به على الموكل، وبعده يسقط؛ لأنه لا تعلق له به حقيقة، على الموكل، وبعده يسقط؛ لأنه لا تعلق له به حقيقة، وإنما يأخذ صفة الرهن عند اختياره الحبس، فيهلك بما حبسه فيه . (العيني والمستخلص والجوهرة)
- (٢) قوله: "لقطة الحل [وهو خارج الحرم] والحرم سواء [عندنا لعموم قوله عليه السلام: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة من غير فصل» (ج)] " إنما قال هذا لأن الحرم مأمن، فلا يخاف الضياع، والالتقاط للخوف من الضياع، فيتوهم أن اللقطة لا يرفع في الحرام، كما لا يقطع شجرته، كذا في "الفاتح"، وقال في "الجوهرة": هذا احتراز عن قول الشافعي رحمه الله، فإن عنده ما يلتقط في الحرم يعرفه أبدًا إلى أن يجيء صاحبه.
  - (٣) لأنه مدّع فلا يصدق بغير بينة .
- (٤) قوله: "حتى يقيم البينة" لقوله عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعى»، كذا في العيني على "الكنز"، قال في "الجوهرة": إلا أنه إذا دفعها إليه جاز لقوله عليه السلام: «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه».
  - (٥) والعلامة أن يسمى وزن الدراهم وعددها ووكاها ووعاها. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "حل. . . إلخ" لقوله عليه السلام: فإن جاء صاحبها وعرف عقاضها وعددها فادفعها إليه» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان .
  - (٧) خلافًا للمالك والشافعي. (ج)
- (٨) قوله: "لم يجز . . . إلخ" لأنه مال الغير ، فـلا يبـاح له الانتفـاع بـه إلا برضاه ، لأطلاق النصوص ، وهو قولـه تعالى : ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَينَكُم بِالبَاطِلِ إلا أَن تَكُونَ تِجَارَة عَن تراض منكُم﴾ وقولـه تعالى :

أبيه وابْنه وأمّه وزَوجَته إذَا كَانُوا فُقَرَاءً (١).

#### كتَابُ الخُنثي (٢)

إذَا كَانَ للمَولُودِ فَرجٌ وذَكَرٌ، فَهُوَ خُنثى، فَإِن كَانَ يَبُولُ مِن الذَكَرِ، فَهُوَ غُلامٌ (")، وإِن كَانَ يَبُولُ مِن الفَرج، فَهُو أَنثى، وإِن كَانَ يَبُولُ مِنهُمَا، والبَولُ يَسبِقُ مِن أَحَدِهِمَا نُسِبَ إلى الأسبَقِ مِنهُمَا (١٠)، وإِن كَانَا في السَبقِ سَواءٌ، فلا يُعتَبَرُ بالكَثرة (٥) عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ

﴿ وَلا تَعْتَدُوا ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدِي عَلَيْكُم ﴾ ، كذا في العناية ".

(٩) لأنه ذو حاجة ، والإباحة له لأنه محل الصدقة بالإجماع . (ج)

(١٠) قوله: "بأن ينتفع بها بعد ما عرفها مدة التعريف، وهذا الانتفاع بإذن القاضى عند الأكثر، وقيل: بدونه، لما فيه من تحقيق النظر للجانبين، وإن كان غنيا لم يجز الانتفاع بها، وقال الشافعى: يجوز الانتفاع بها للغنى، لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث أبى بن كعب رضى الله عنه فيما رواه مسلم وأحمد: عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعاءها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فاستمتع بها، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "فإن لم يأت صاحبها فليتصدق به والتصدق لا يكون على غنى، فأشبه الصدقة المفروضة، وليس له حجة فى حديث أبى رضى الله عنه؛ لأنه حكاية حال، فيجوز أنه عليه الصلاة والسلام عرف فقره، إما لديون عليه، أو لقلة ماله، أو يكون إذنًا منه عليه الصلاة والسلام عرف فقره، والسلام عرف أنه كان في مال كافر حربى. (العينى والمستخلص)

(١) لأن المبيح هو الفقر، فلا يحتاج بين أن يكون هو أو قريبه أو أجنبي، لحصول المقصود بالكل، وهو التصدق على محتاج. (العيني وغيره)

(٢) قوله: "كتاب الخنثي" والمناسبة بين هذين البابين أن في اللقطة اعتبر العلامة حتى إذا بين العلامة يؤمر بالدفع إليه، وفي الخنثي على الحكم بالعلامة بأي موضع خرج، فيكون بينهما مناسبة، كذا في "الفاتح".

آلخنتي على وزن فعلى -بالضم- من الخنث، وهو اللّين والتكسر، ومنه: المتخنث وتخنث في كلامه، وسمى خنتي لأنه ينكسر وينقص حاله عن حال الرجل، وجمعه خناتي، كذا في "رمز الحقائق".

قال في "مجمع الأنهر": الألف في خنثي للتأنيث، ولذا لا يلحقها ألف ولا نون، وكان القياس أن يوصف بالمؤنث، ويؤنث الضمير الراجع إليه، كما هو المذكور في كلام الفصحاء، إلا أن الفقهاء نظروا إلى عدم تحقيق التأنيث في ذاته، فلم يلحقوا علامة التأنيث في وصفه وتذكيره تغليبًا للذكورة.

وفي القهستاني: وإنما لم يؤنث لأنه غير معلوم عندنا، فذكر نظرًا إلى الأصل كالجزء والشكل، وفي "الجوهرة": هو اسم لمولود له فرج وذكر يورث من حيث مباله، فإذا اشتبه حاله، ورث بالأحوط حتى ينكشف حاله، وكذا إذا لم يكن له فرج ولا ذكر، ويخرج الحدث من دبره أو من سرته، كذا في "الينابيع".

- (٣) قوله: "فهو غلام وإن كان . . . إلخ" لأنه عليه الصلاة والسلام سئل : كيف يورث؟ فقال : من حيث يبول ، وعن على رضى الله عنه مثله . (تكملة البحر)
- (٤) قوله: "نسب إلى الأسبق. . . إلخ" لأنه دليل على أنه هو العضو الأصلى، ولأنه كما خرج البول حكم موجبه، لأنه علامة تامة، فلا يتغير بعد ذلك لخروج البول من الآلة الأخرى، كذا في "الزيلعي"، ذكره في "رد المحتار".

تَعَالَى . وقَالا رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى ('': يُنسَبُ إلى أكثرِهِمَا بَولا، وإذَا بَلَغَ الخُنثَى وخَرَجَت لَه لحيةٌ، أو وَصَلَ إلى النسَاء، فهُو رَجُلٌ ('')، وإن ظَهَرَ لَه ثَدى كثَدى المَرأة ('')، أو نَزلَ له لَبَنٌ في ثَدييهِ، أو حَاضَ، أو حَبَلَ ('')، أو أمكَنَ الوصُولُ إلَيهِ من جِهة الفَرْج ('')، فهُو امرَأةٌ، فإن لَم يظهَر له إحدَى هَذه العَلامَات، فهُو خُنثَى مُشكلٌ ('')، وإذَا وَقَفَ خَلفَ الإمَام، قَامَ بَينَ صَفّ الرِجَالِ والنِسَاء ('')، وتُبتَاعُ لَه أمَةٌ من مَالِه ('') تَحْتَنهُ إن كَانَ لَه مَالٌ، فإن لَم يَكُن له مَالٌ،

- (٤) وصورة الحبل بأن يتمسح بخرقة فيها مني، فأخذ الرحم. (ج)
  - (٥) لأن هذا من علامات النساء. (ج)
- (٦) قوله: "فهو خنثى مشكل" لم يقل: فهى خنثى مشكلة؛ لأنه لم يتعين أحد الأمرين، فجاء على الأصل، وهو التذكير؛ لأن حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم عليه الپيلام، ولأنه لما احتمل الذكورة والأنوثة، غلب التذكير، أفاده الإتقاني، كذا في "رد المحتار" وغيره.
- (٧) قوله: "قام بين صف . . . إلخ " والأصل في ذلك أن الخنثي المشكل يؤخذ له في جميع أموره بالأحوط في أمور الدين، فإذا ثبت هذا، قلنا: يقف بين صف الرجال والنساء؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة، فإذا وقف في صف النساء أفسد عليهن، فأمر بالوقوف بين صف الرجال أفسد عليهن، فأمر بالوقوف بين ذلك ليأمن من الأمرين، فإن وقف في صف النساء أعاد صلاته؛ لاحتمال أنه رجل، وإن قام في صف الرجال، فصلاته تامة، ويعيد الذي عن يمينه، والذي عن يساره، والذي خلفه بحذاءه صلاتهم احتياطًا؛ لاحتمال أنه المرأة، وأحب إلينا أن يصلى بقناع، ويجلس في صلاته، كما تجلس المرأة، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٨) قوله: "وتبتاع له أمة من ماله. . . إلخ" لأنه يباح لمملوكته النظر إليه ؟ لأنه إذا كان رجلا فأمة الرجل تنظر إليه ، وإن كان امرأة فالمرأة تنظر إلى المرأة ، وهذا إذا كان يشتهي ، أما إذا كان لا يشتهي جاز للرجال والنساء أن يختنوه ، كذا في " الجوهرة " .

<sup>(</sup>٥) لأن البول يقلّ ويكثر لأجل ضيق المخرج وسعته، فلا دلالة لقلته ولا لكثرته. (ج)

<sup>(</sup>۱) قوله: "وقالا رحمهما الله: ينسب إلى أكثرهما بولا [وهذه العلامات المذكورة ما قبل البلوغ]" لأن كثرته تدل على أنه هو المجرى في الأصل؛ لأن للأكثر حكم الكل، فيترجح بالكثرة، كذا في "الجوهرة النيرة"، ولأبي حنيفة أن الكثرة ليست بدليل على القوة؛ لأن ذلك لاتساع المخرج وضيقه، لا لأنه هو العضو الأصلى، ولأن نفس الخروج دليل بنفسه، فالكثير من جنسه لا يقع به الترجيح عند المعارضة كالشاهدين والأربعة، وقداستقبح أبو حنيفة رحمه الله ذلك، فقال: وهل رأيت قاضيًا يكيل البول بالأواقى؟ كذا في "الزيلعي"، فإن استويا في الكثرة قالوا جميعًا: لا علم لنا بذلك، وهو مشكل ينتظر به إلى أن يبلغ.

<sup>(</sup>٢) لأن هذه علامات الرجال. (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: "وإن ظهر له ثدى كثدى المرأة . . . إلخ " فإن قيل : ظهور الثديين علامة مستقلة ، فلا حاجة إلى ذكر اللبن ، قيل : إن اللبن قد ينزل ولا ثدى ، أو يظهر له ثدى بحيث لا يتميز من ثدى الرجل ، فإذا نزل اللبن وقع التميز ، كذا في " الجوهرة النيرة" .

ابتاع له الإمام من بيت المال أمّة ، فإذَا حَتَنَتْه بُاعَها (() ورَدَّ ثَمَنَهَا إلى بَيت المال ، وإن مَات أبُوه و حَلَفَ ابناً و حُنثَى ، فالمال بينه ما عند أبى حنيفة رَحِمه الله تعالى على ثلاثة أسهم: للابن سهمان ، وللخنثى سهم ، وهُو أنثى عند أبى حَنيفة رَحِمه الله تعالى في الميرات إلا أن يثبت غير ذلك (() . وقالا: للخنشى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى (() ، وهُو قول للشعبى ، واختكفا في قياس قوله (() ، فقال أبويوسف رَحِمه الله تعالى: المال بينه ما على الشعبى ، واختكفا في قياس قوله (() ، فقال أبويوسف رَحِمه الله تعالى: المال بينه ما على سبعة أسهم (() ، للابن أربَعة ، وللخنثى ثلاثة .

<sup>(</sup>١) لأن شراءها إنما هو للحاجة، وبعد فراغها زالت الحاجة. (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "إلا أن يثبت غير ذلك" يعنى إلا أن يثبت أن نصيب الأنثى أكثر من نصيب الذكر، فيعطى حينتذ نصيب ذكر، وذلك في مسائل منها: إذا ماتت المرأة عن زوج وأبوين وولد خنثى، فالمال بينهم على اثنى عشر سهما، للزوج ثلاثة، وللأبوين أربعة، وللخنثى خمسة، إذ لو كان أنثى لكان له ستة، وكانت تعول المسألة إلى ثلاثة عشر. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٣) قوله: "وقالا: للخنثى نصف. . . إلخ" أى نصف مجموع حظ الذكر والأنثى، ثم اعلم أن هذا قول الشعبى، ولما كان من أشياخ أبى حنيفة، وله فى هذا الباب قول مبهم اختلف أبو يوسف ومحمد فى تخريجه، فليس هو قولا لهما، لأن الذى فى "السراجية" أن قول أبى حنيفة هو قول أصحابه وهو قول عامة الصحابة، وعليه الفتوى، وذكر فى "النهاية" و "الكفاية": أن الذى فى عامة الروايات أن محمدًا مع الإمام، وكذا أبو يوسف فى قوله الأول، ثم رجع إلى ما فسر به كلام الشعبى، كذا فى "رد المحتار".

<sup>(</sup>٤) أي قول الشعبي، واسمه عامر بن شراحيل. (ج)

<sup>(</sup>٥) قوله: "فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى . . إلخ" اعتبر أبو يوسف نصيب كل واحد منهما حالة انفراده، فإن الذكر لو كان وحده كان له كل المال، والخنثى لو كان وحده إن كان ذكرا كان له كل المال، وإن كان أنثى كان له نصف المال، فيأخذ نصف النصيبين نصف الكل ونصف النصف، وذلك ثلاثة أرباع المال، وللابن كل المال، فيجعل كل ربع سهمًا، فبلغ سبعة أسهم، للابن أربعة، وللخنثى ثلاثة، وإغا كان كذلك لأن الابن يستحق الكل عند الانفراد، وللخنثى ثلاثة أرباع، وليس للمال كل وثلاثة أرباع، فيضرب كل واحد منهما في جميع حقه بطويق العول والمضاربة، ومحمد اعتبر نصيب كل واحد منهما في حالة الاجتماع، فقال: لو كان الخنثى ذكرا كان المال بينهما نصفين، ولو كان أثلاثًا، فالقسمة على تقدير ذكورة من اثنين، أو على تقدير أنو ثة من ثلاثته، وليس بينهما موافقة، فتضرب أحدهما في الأخرى، تبلغ ستة، للخنثي منها على تقدير أنه أنثى سهمان، وعلى قدير أنه ذكر، وأربعة على تقدير أنه أنثى، فيأخذ نصف النصيبين خمسة؛ لأن نصف فيكون للخنثي ستة على تقدير أنه ذكر، وأربعة على تقدير أنه أنثى، فيأخذ نصف النصيبين خمسة؛ لأن نصف الستة ثلاثة، ونصف الأربعة اثنان.

قال شمس الأئمة: خرجا قول الشعبي ولم يأخذا به، كذا في العيني "شرح الكنز"، وقال في "الفتح": وفي تأخير صحب "الهداية" قول محمد إشارة إلى اختياره، لأن الكل متفقون على تقليل نصبه، وما ذهب إليه محمد آقل مما ذهب إليه أبو يوسف -انتهى-.

# وقَالَ مُحَمّدٌ: المَالُ بَينَهُمَا عَلَى اثْنَا عَشَرَ سَهمًا، للابنِ سَبعَةٌ، وللخُنثَى حَمسَةٌ.

#### كتاب المفقُود(١)

إِذَا غَابَ الرَجُلُ فلَم يُعرَف له مَوضَعٌ، ولا يُعلَم أُحَى هُو أَم مَيّتٌ، نَصَبَ القَاضِي مَن يَحفَظُ مَاله (٢)، ويَقُومُ عَلَيه، ويَستَوفى حُقُوقَه (٣)، ويُنفِقُ عَلَى زَوجَتِه وأولاده الصغارِ (١) مِن مَاله (٥)، ولا يُفرّقُ بَينَه وبَينَ امرَأتِه (٢)، فإذَا تَمَّ له مِائَةٌ وعِشرُونَ سَنَةً (٧) من يَومٍ وُلِدَ حَكَمنَا

(١) قوله: "كتاب المفقود" الأصل أن يكون الإنسان في وطنه، ويكون حاله معلومًا، وكذلك أن يكون علامة الذكر منفصلا عن علامة الأنثى، ولا تجتمع العلامات في شخص واحد، فاجتماع العلامتين في شخص واحد خلاف الأصل، كما أن الفقد خلاف الأصل، فيكون بينهما مناسبة، كذا في "الفاتح".

المفقود: هو المعدوم لغة من فقدت الشيء إذا طلبته فلم تجده، وقيل: هو من الأضداد، تقول: فقدت الشيء إذا أضللته، وفقدته: أى طلبته، كذا في "شرح الكنز" للعيني، وكلا المعنيين موجود في المفقود، فإنه قد ضل عن أهله، والناس في طلبه، كذا في التبيين.

وفى الشرع: هو الذى يخرج فى جهته فيفقد ولا يعرف جهته، ولا موضعه، ولا يستبين أمره، ولا حياته ولا موته، أو ياسره العدو، ولا يستبين موته، ولا قتله، ولا حياته، كذا فى "الجوهرة النيرة"، وحكمه أنه حى فى حق نفسه حتى لا يقسم ماله بين ورثته، ولا تفسخ إجارته، وميت فى حتى غيره حتى لا يرث من أحد مات من أقارب حال فقده إن حكم بموته فيما بعد -والله أعلم-.

- (٢) قوله: "نصب القاضي . . . إلخ" لأنه نصب ناظرًا لكل عاجز عن النظر لنفسه، والمفقود بهذه الصفة؟ لأنه عاجز عن النظر في ماله، فصار كالصبي والمجنون . (الجوهرة)
- (٣) قوله: "ويستوفى حقوقه" يعنى الديون التى أقربها غريم من غرماءه، ويستوفى غلاته ويتقاضاها، ويخاصم فى دين وجب بعقده، ولا يخاصم فى الذى تولاه المفقود، ولا فى نصيب له فى عقار أو عروض فى يد رجل ؛ لأنه ليس بمالك، ولا نائب عنه، وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضى، وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف، كذا فى "الجوهرة النيرة".
- (٤) قوله: "وينفق . . . إلخ" قال في "الهداية": وليس هذا الحكم مقصوراً على الأولاد، بل يعم جميع قرابة الولاد، والأصل أن كل من يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي، ينفق عليه من ماله عند غيبته، لأن القضاء حينئذ يكون إعانة، وكل من لا يستحقها في حضرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من ماله في غيبته؛ لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاء، والقضاء على الغائب ممتنع، فمن الأول وهم الذين يستحقون النفقة بغير قضاء الأولاد الصغار والإناث من الكبار والزمني من الذكور الكبار، ومن الثاني وهم الذين لا يستحقونها بحضرته إلا بقضاء الأخ والأخت والخال والخالة -انتهى-.
- (٥) قوله: "من ماله" يعنى الدراهم والدنانير والكسوة والمأكول، فأما ما سوى ذلك من الدور والعقار والحيوان والعبيد، فلا يباع إلا الأب، فإنه يبيع المنقول في النفقة عند أبي حنيفة، ولا يبيع غير المنقول، وعندهما: لا يبيع شيئًا. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "ولا يفرق بينه وبين امرأته" وقال مالك: إذا مضى أربع سنين يفرق القاضي بينهما، وتعتد عدة

بَوتِه، واعتَدَّت امرأتُه (')، وقُسَّمَ مَالُه بَينَ وَرَثَتِه المَوجُودِينَ في ذَلِكَ الوَقتِ (')، ومَن مَاتَ مِنهُم قَبلَ ذَلِكَ لَم يَرِثْ مِنهُ شَيئًا (")، ولا يَرِثُ المَفقُودُ (١٤) مَن أَحَدٍ مَاتَ في حالِ فَقْدِه.

الوفاة، ثم تتزوج إن شاءت، وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية؛ لأن عمر رضي الله عنه قيل كذلك في الذي استهوته الجن في المدينة.

وقصته: قال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى إسماعيل بن إسحاق حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى نضرة عن نضرة عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى أن رجلا من قومه خرج ليصلى مع قومه صلاة العشاء، ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب، فحدثته بذلك، فسأل عن ذلك قومها فصدقوها، فأمر ما أن تتربص سنين، فتربصت ثم أتت عمر رضى الله فأخبرته بذلك، فسأل عن ذلك قومها فصدقوها فأمرها أن تتزوج، ثم إن زوجها الأول قدم، فارتفعوا إلى عمر، فقال عمر رضى الله: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته، قال: كان لى عذر، فقال ما عذرك؟ قال: خرجت لأصلى مع قومى صلاة العشاء فأصابتنى الجن، فكنت فيمن فكنت فيهم زمانًا طويلا، فغزاهم جن مؤمنون، فقاتلوهم فظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا، فكنت فيمن أصابوا، فقالوا: ما دينك؟ فقلت: مسلم، قالوا: أنت على ديننا لا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول، فاخترت القفول، فأقبلو معى بالليل بشر يحدثوني، وبالنهار ريح أتبعها، قال: فما كان من طعامك؟ قال: ما لم يذكر اسم الله عليه، قال: فمن كان من شرابك، قال: الجدف -قال قتادة: الجدف ما لم يخمر من الشراب قال: فخيره عمر بين المرأة وبين الصداق، وفي رواية: فقال له عمر رضى الله عنه: إن شئت رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوجناك غيرها، قال: بل زوجني غيرها.

ولنا قوله عليه السلام في امرأة المفقود: «إنها امرأته حتى يأتيها البيان» وقول على رضى الله عنه، أي امرأته ابتليت، فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق خرج بيانًا للبيان المذكور، وعمر رجع إلى قول على.

روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغنا أن ابن مسعود وافق عليًا على أن امرأة المفقود منتظرة أبدًا، وهذا مرجح آخر، وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي قلابة وجابر بن زيد والشعبي والنخعي كلهم قالوا: ليس له أن تتزوج حتى يستبين موته، هذا ما لخصناه من "رمز الحقائق" و "الجوهرة" و "الهداية" وحواشيه.

- (٧) قوله: "فإذاتم له... إلخ" واختلف الأقوال في تعيين المدة، فأبو يوسف قدره بمائة سنة، وروى المحسن عن أبي حنيفة أنه قدره بمائة وعشرين سنة، وفي ظاهر الرواية مقدر بموت الأقران من أهل بلده، والمختار أنه يفوض إلى رأى الإمام؛ لأنه يختلف باختلاف البلاد والطبائع، وقال بعضهم هو مفوض إلى رأى القاضى، فأى وقت رأى المصلحة حكم بموته، وقال بعضهم: التقدير بسبعين أحسن لخبر: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وقال المتأخرون من مشايخنا: إنها ستون سنة رفقًا بالناس ودفعًا للحرج عنهم، وقال القهستاني: لو أفتى بقول مالك في موضع الضرورة ينبغي أن لا بأس، كذا في "العيني" و "الفتح"، قال في "الهداية": والأقيس أن لا يقدر بتسعين، وعليه الفتوى.
  - (١) عدة الموت من هذا الوقت.
  - (٢) كأنه مات في ذلك الوقت معاينة ، إذ الحكمي معتبر بالحقيقي . (ج) .
    - (٣) لأنه لم يحكم بموته فيها، فصار كما إذا كانت حياته معلومة.
- (٤) لما بيناه أنه ميت في حق غيره، فلا يرث لكونه ميتًا في حق غيره، بل يوقف نصيبه، ولا يصرف لما عليه من الحقوق. (ج)

### كتابُ الإباق(١)

إِذَا أَبَقَ السَمَملُوكُ، فَرَدَّهُ رَجُلٌ عَلَى مَولاهُ مِن مَسِيرَةِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، فلَهُ عَلَيهِ جُعلهُ "، وهُو أُربَعُونَ دِرهَمًا، وإِن رَدَّه لأقَل من ذَلِكَ فبحِسَابِه "، وإِن كَانَت قِيمَتُه أَقَل من أَربَعِينَ دِرهَمًا، قَضَى لَهُ بقِيمَتِه إلا دِرهَمًا (،) وإِن أَبَقَ مِن الذِي رَدَّهُ، فلا شَيْءَ عَلَيه (،) ولا أَربَعِينَ دِرهَمًا، قَضَى لَهُ بقِيمَتِه إلا دِرهَمًا (،) وإِن أَبَقَ مِن الذِي رَدَّهُ، فلا شَيْءَ عَلَيه (،) ولا

- (٢) قوله: "فله عليه جعله [الجعل -بالضم- ما يجعل للعامل على عمله]" وهو أربعون درهما مطلقًا، سواء شرط أو لم يشترط استحسانًا، وهذا إذا لم يعده الإعانة، حتى إذا قال المالك لآخر: قد أبق عبدى إن وجدته فخذه، فقال: نعم، فوجده المأمور على مسيرة السفر، فجاء به إلى مولاه، فلا جعل له؛ لأن المالك استعان به، وهو وعد على الإعانة، وفي القياس لا جعل له إلا بشرط، وهو قول الشافعي؛ لأنه متبرع بمنافعه، فأشبه رد العبد الضال. ولنا: أن رجلا قدم بآبق من القوم، فقال القوم: لقد أصاب أجرًا، فقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: له جعلا، والصحابة اتفقوا على وجوب الجعل، وإن اختلفوا في مقداره، فعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه أوجب أربعين درهمًا وعمر رضى الله عنه دينارًا، أو اثنى عشر درهمًا، وعلى رضى الله عنه دينارًا أو عشرة دراهم، وعن عمار بن ياسر: إن رده في المصر فعشرة، وإن خارج المصر فأربعون، فيحمل الكل على السماع، لأن للرأى لا مدخل له فيه، ثم يحمل قول من قال: بأربعين درهمًا على مسافة السفر، وما دونه على ما دونها توفيقًا وتلفيقًا بين الآثار، وعند مالك عليه أجرة المثل بلا سفر، وعند أحمد: دينار أو اثنا عشر درهمًا مطلقًا. (العيني والفتح)
- (٣) قوله: "فبحسابه" يعنى بتوزيع الأربعين على الأيام الثلاثة كل يوم ثلاثة عشرة درهمًا وثلث درهم، فيقضى بذلك إن رده من مسيرة يوم، وقيل: يكون بتصالحهما، واختاره بعض المشايخ، وقيل: برأى الحاكم، وهو الصحيح وعليه الفتوى، كما في "البحر"، وقالوا: هذا هو الأشبه بالاختيار، كذا في "فتح القدير".
- (٤) قوله: "قضى له بقيمته إلا درهما" هذا قولهما، وقال أبو يوسف: يجب له أربعون درهما، وإن كانت قيمته درهما واحدًا؛ لأن التقدير بالأربعين ثبت بالنص، فلا ينقص عنها؛ لأن الصحابة حين أوجبوا لم يفصلوا بين قليل القيمة وكثيرها، وكذا روى عن عمرو بن دينار: لم نزل نسمع أنه عليه الصلاة والسلام قال: "جعل الآبق أربعون درهماً»، فلا يحط منه لنقصان القيمة، كصدقة الفطر لا يحط منها، ولو كانت قيمة الرأس نقص من صدقة فطره. ولهما: أن المقصود حمل الغير على الرد ليحيى مال المالك، فينقص درهما ليسلم للمالك شيء تحقيقاً للفائدة، كذا في "الجوهرة النيّرة"، ومال صاحب "الكنز" إلى قول أبي يوسف، كما قال: فله أربعون درهما، والواو وصلية.
- (٥) قوله: "فلا شيء عليه" لأنه أمانة في يده، لكن هذا إذا أشهد حين أخذه، وفي بعض النسخ: فلا شيء له، وهو صحيح؛ لأنه في معنى البائع من المالك، ولهذا كان له أن يحبس الآبق حتى يستوفى الجعل

<sup>(</sup>۱) قوله: "كتاب الإباق" الإباق هو التمرد والانطلاق، وهو من سوء الأخلاق ورداءة الأعراق، ورده إلى مولاه إحسان لقوله تعالى: ﴿وَهَل جَزَاءُ الإحسان إلا الإحسان ﴾ وأخذ الآبق أفضل من تركه في حق من يقوى عليه، لما فيه إحياء له. قال الثعالبي: الآبق الهارب من غير ظلم السيدله، فإن هرب من الظلم لا يسمى آبقًا، بل يسمى هاربًا، فعلى هذا الإباق عيب والهرب ليس بعيب، كذا في "الجوهرة النيرة"، وتناسب الكتابين من حيث إن كلا من الآبق والمفقود غائب لم يدر أثره، كذا في "الفتح".

جُعلَ لَه، ويَنبَغِى أَن يُشهِدَ إِذَا أَخَذَهُ أَنّه يَأْخُذُ ليَرُدّ عَلَى صَاحِبِه (١)، فإن كَانَ العَبدُ الأبِقُ رَهنًا، فالجُعلُ عَلَى المُرتَهن (٢).

#### كتاب إحياء الموات (٣)

المواتُ مَا لا يُنتَفَعُ بِه من الأرضِ لانقطاعِ الماءِ عَنهُ، أو لِغَلَبَةِ الماءِ عَلَيه، أو مَا أَشبَهُ ذَلك (٤) عَايَم مَع الزِرَاعَة، فما كَانَ مِنهَا عَادِيّا (٥) لا مَالِكَ لَه، أو كَانَ مَملُو كَافَى الإسلام (٢) لا عُرَف له مَا لِكُ بعينِه و(٧) هُو بَعِيدٌ من القَرية بحيثُ إذَا وَقَفَ إنسَانٌ (٨) في أقصى العَامِ (٩)، عَن له مَا لِكُ بعينِه و لاستيفاء الثمن، كذا في "الجوهرة".

- (١) لأنه يجوز أن يكون أخذه لنفسه، فاشترطت الشهادة لتزول التهمة، وفي "الهداية": أن الإشهاد حتم في قول أبي حنيفة ومحمد، حتى لو ردّه من لم يشهد وقت الأخذ، لا جعل له عندهما؛ لأن ترك الإشهاد أمارة أنه أخذه لنفسه. (الجوهرة)
- (۲) قوله: "فالجعل على المرتهن" لأنه أحيى دينه بالرد لرجوعه به بعد سقوطه، فحصل سلامة ماليته له، ولو لا ذلك لهلك دينه، كذا في "مجمع الأنهر"، قال في "الجوهرة": وإباقه لا يخرجه من الرهن، والرد في حياة الراهن وبعده سواء؛ لأن الرهن لا يبطل بالموت، وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين، أو أقل منه، فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه، والباقي على الراهن؛ لأن حقه تعلق بالقدر المضمون.
- (٣) قوله: "كتاب إحياء [الحياة نوعان: خامة ونامية، المرادههنا الثانية، كذا في "الدر المختار"] الموات كسراب وغراب ما لا روح فيه، أو أرض لا مالك لها، كذا في القاموس، وفي "المغرب": هو الأرض الخراب، وخلافه العامر -انتهى -. وجعله في المصباح من التسمية بالمصدر؛ لأنه في الأصل مصدر مثل الموت، قال في "العناية": ومن محاسنه التسبب للخصب في أقوات الأنام، والأصل في هذه التسمية قوله تعالى: ﴿كَيفَ يُحيى الأرضَ بَعدَ مُوتِهَا﴾، كذا في "المجتبى".

ومشروعيَّتُه: بقوله عليه السلام: «من أحيى أرضًا ميتة فهي له» وسببه تعلق البقاء المقدور، وحكمه: تملك المحيى ما أحياه، والمراد بإحياء الموات التسبب للحياة النامية، كذا في "رد المحتار".

وفى القهستانى: المراد من الإحياء إحياءها صورة بحيث يكون سببًا للحياة النامية -انتهى- وأرض الموات هى التي لم تكن ملكًا لأحد، ولم تكن من مرافق البلد، وكانت خارج البلد قربت من البلد أو بعدت، كذا فى "الجوهرة النيّرة"، وسمى مواتًا لبطلان الانتفاع به، كذا فى "الدر المختار"، والمناسبة بين الكتابين أن كما بالرد يحيى الأرض بالعمارة، فيكون بينهما مناسبة. (الفاتح)

- (٤) بأن صارت سبخة أو بريّة؛ لأن الانتفاع يدل على الحياة . (ج)
- (٥) قوله: "عاديًا [أى قديم الخراب]" العادى هو ما تقدم خرابة لا مكان لعاد، لأن جميع الموات لم يكن لعاد، والعادى منسوب إلى العاد. (الجوهرة وغيرها)
  - (٦) أي في دار الإسلام.
    - (٧) حالية.
  - (٨) جهوري الصوت، كذا في "الجوهرة".

فصَاحَ (الم يُسمَعُ الصَوتُ فيهِ، فهُو مَوَاتُ (٢) من أحياهُ بإذنِ الإمَامِ مَلَكَهُ، وإن أحياهُ بغَيرِ إذنه لَم يَملكُهُ عند أبى حَنيفَة رَحمَهُ اللهُ.

وقَالارَحِمَهُمَا اللهُ: يَملِكُه (")، ويَملِكُهُ الذمّى (الإحياءَ كمَا يَملُكهُ المُسلِم، ومَن حَجَرَ أَرضًا (الإمام منه (الإمام منه (الإمام منه ولا يَجُوزُ عَجَرَ أَرضًا (المعَمر ها ثَلاث سنينَ، أَخَذَهَا الإمام منه وَدَفَعَها إلى غَيرِه، ولا يَجُوزُ إحياءُ مَا قَرُبَ من العَامر (١)، ويَترُكُ مَرعًى لأهلِ القَريَةِ ومَطرَحًا لَحَصَائِدهِم، ومَن حَفَر (١) بِئرًا في بَريّةٍ، فله حَرِيمُها (١)، فإن كَانَت للنَّاضِح، في بَريّةٍ، فله حَرِيمُها (١)، فإن كَانَت للنَّاضِح،

<sup>(</sup>٩) وعن أبي يوسف في رواية أخرى: أن البعيد قدر غلوة، كذا في "الكفاية".

<sup>(</sup>١) بأعلى صوته، كذا في "الزيلعي".

<sup>(</sup>٢) قوله: "فهو موات" وهذا الذي اختاره الشيخ قول أبي يوسف، وذكر الطحاوى: أن ما ليست ملكًا لأحد، ولا هي من مرافق البلد، وكانت خارجة البلد، سواء قربت أو بعدت، فهو موات، وهو قول محمد. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٣) قوله: "وقالا رحمهما الله: يملكه" لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحيى أرضًا ميتة فهى له» رواه أحمد والترمذي وصححه، وبه قالت الثّلاثة إلا عند مالك لو تشاح أهل العامر يعتبر الإذن وإلا لا، وله قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»، والمراد به المباحات إلا أن الحطب والماء والحشيش خصت بالحديث، فبقى ما عداها على الأصل، والحديث محمول على أنه أذن لقوم بأعيانهم، أو المراد به إذا كان بإذن الإمام جمعًا بين الحديثين، ولو كان المحى ذميًا شرطه الإذن اتفاقًا، ولو كان مستأمنًا لم يملكه اتفاقًا. (من "العيني" و" الطائي")

<sup>(</sup>٤) قوله: "ويملكه [أى الموات]. . . إلخ" لأن الأحياء سبب الملك إلا أن عند أبى حنيفة إذن الإمام من شرطه، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٥) قوله: "ومن حجر [بالتشديد ويروى بالتخفيف أيضًا. (ج)] أرضًا" أي أعلم بالحجارة، ويمكن أن التحجير من الحجر، أي بالإعلام يحجر الغير عن التصرف في الأرض. (الفاتح)

<sup>(</sup>٦) قوله: "أخذها. . . إلخ" لقول عمر رضى الله عنه ليس للحجر حق بعد ثلاث سنين، ولأنه إذا ترك عمارتها ثلاثة سنين فقد أهملها، والمقصود من دار الإسلام إظهار عمارة أراضيها تحميلا لمنفعة المسلمين من حيث العشر أو الخراج، ولأن التحجير ليس بإحياء يملك به، وإنما الإحياء هو العمارة، والتحجير إنما هو للإعلام، سمّى به لأنهم كانوا يعلمونه بوضع الحجارة حوله، أو يعلمونه بحجر غيرهم عن إحياءه، كذا في "الجوهرة" و "الفاتح".

<sup>(</sup>٧) قوله: "ولا يجوز . . . إلخ" لتحقق حاجتهم إليها، فلا تكون موتًا لتعلق حقهم بها. (الجوهرة)

 <sup>(</sup>٨) قوله: "ومن حفر . . . إلخ" قال في "الهداية": معناه إذا حفر في أرض موات بإذن الإمام عند أبي حنيفة، وبإذنه أو بغير إذنه عندهما ؛ لأن حفر البئر إحياء .

<sup>(</sup>٩) قوله: "فله حريمها" لأن تمام الانتفاع بذلك، ولأن حريم البئر كفناء الدار، وصاحب الدار أحق بفناء داره، فكذا حريم البئر، كذا في "الجوهرة" و "الفاتح".

فحَرِيُهَا ستّونَ ذرَاعًا(١)، وإن كَانَت عَينًا فحَرِيُهَا حَمسُمائَة ذراع (٢)، فمَن أراد أن يَحفَر بئراً فى حريمها (" منع منه ، وما تَرك الفُرات (٤) والدجلة (٥) وعَدَل (١) عَنه الماء ، فإن كان يَجُوزُ عَودُه إلَيه لم يَجُز إحيَاءُه (٧)، وإن كَانَ لا يَجُوزُ أَن يَعُودَ إلَيه، فهُو كَالـمَوَاتِ إِذَا لَم يَكُن حَرِيًا لعَامِر يَملكُهُ (٨) مَن أحياهُ بإذن الإمام، ومن كَانَ له نَهرٌ في أرض غَيرِه (٩)، فَليسَ لَه حَريمٌ عِندَ أبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (' ' ) إلا أَن يَكُونَ لَه البَيَّنَةُ عَلَى ذَلِكَ، وعِندَهُمَا لَه مُسَنَّاةُ النَهرِ (' ' ) يَمشِي

(١١) قوله: "فحريمها أربعون ذراعًا" والدليل على كون الحريم أربعين ذراعًا قوله عليه الصلاة والسلام: «من حفر بترا فله ما حولها أربعون ذراعًا» ثم قيل: الأربعون من الجوانب الأربعة من كل جانب عشرة أذرع؛ لأن ظاهر اللفظ يجمع الجوانب الأربعة، والصحيح أن المراد أربعون ذراعًا من كل جانب؛ لأن المقصود دفع الضرر عنه كيلا يحفر آخر بئرًا في جنبها، فيتحول ماء الأول في الثانية، ولا يندفع هذا الضرر بعشرة أذرع من كلُّ جانب، كذا في العيني وفتح. قال في "الجوهرة": فإن كان الحبل الذي ينزع به يجاوز الأربعين، فله منتهي الحبل؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، كما في شرحه.

(١) قوله: "ستون. . . إلخ" هذا عندهما، وقال أبوحنيفة: أربعون، كما في العطن، والكلام في طول الحبل كالكلام في العطن، وعلى قولهما: ستون من كل جانب، ذكر الخجندي: الذراع المعتبر يزيد على ذراع العامة بقبضة والناضح البعير الذي يستقى عليه الماء، كذا في " الجوهرة النيّرة"، والفتوى على قول أبي حنيفة كما حققه في `رد المحتار``.

(٢) قوله: "خمسمائة ذراع [وفي "الجوهرة": ثلاثمائة ذراع]" من كل جانب كما في الحديث، وقيل من الجوانب الأربعة نظير ما مر، والذراع هي المكسرة، وهي ست قبضات كل قبضة أربع أصابع، كما بيّنه القهستاني، وكان ذراع ملك الأكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة، واختلف في تذكير الذراع وتأنيثها، قال في "المغرب": مؤنثة، وهو الأولى، وذكر بعضهم أنها تذكر وتؤنث، كذا في "الدر المختار" وحاشيَّته "رد المحتار".

(٣) قوله: "في حريمها" أي حريم العين التي أحياها الأول، أو في البئر التي أحياها منع الثاني منه، لأنه ربما يذهب ماء البئر الأولى، أو ينقص، ففي الأول فوات حقه، وفي الثاني الإخلال لحقه، وكلاهما لا يجوز؛ لأن فيه ضررابه، كذا في "غاية البيان".

- (٤) نهر الكوفة.
- (٥) نهر البغداد.
- (٦) أي ميل گرد وبرگشت.

(٧) قوله: "لم يجز . . . إلخ " لحاجة العامة إلى كونه نهراً ؛ لأن الفرات والدجلة ملك لجماعة المسلمين، فإذا جاز عود الماء إليه، لم ينقطع الحكم الأول، وكان الماء لم يذهب عنه، كذا في "غاية البيان".

- (٨) لأنه ليس في ملك أحد؛ لأن قهر الماء يدفع قهر غيره، وهو اليوم في يد الإمام.
  - (٩) أي له نار نهر، وفي جوانبه أرض غيره.
- (١٠) قوله: "فليس له حريم عند أبي حنيفة. . . إلخ" وقالاً: له حريم من الجانبين بقدر إلقاء الطين ونحوه،

عَلَيهَا، ويُلقِى عَلَيهَا طينَه.

#### كتابُ المَأذُون (١)

## إذَا أَذِنَ السَمَولَى لعَبدِه إذنًا عَامًا (٢) جَازَ (٣) تَصَرَّفُه في سَائِرِ التَجَارَات، ولَهُ أَن يَسْتَرِي ويَبيعَ (٤) ، ويَرهَنَ ويسترهنَ، وإن أذِنَ له في نَوعٍ منهَا دُونَ غَيرِه، فهُوَ مأَذُون في جَمِيعِها (٥) ، فإذَا

وبه قالت الثلاثة، وقيل: هذا بالاتفاق، وهو قول المحقّقين من أصحابنا، ذكره في "المحيط"، وفي رواية: يقدره أبو يوسف بقدر نصف عرض النهر من كل جانب؛ لأن المعتبر الحاجة إليه، وذلك بنقص ترابه إلى حافته، فيكتفى بما ذكرنا -وعليه الفتوى، كذا في القهستاني- وقدّر محمد بكل عرض النهر من كل جانب؛ لأنه قد لا يمكنه إلقاء التراب من الجانبين، فيحتاج إلى إلقاءه في أحدهما، فقدر في كل طرف ببطن النهر.

وقال في "الملتقى": وهو الأرفق، والحوض على هذا الخلاف، وإن تنازع في الحريم صاحب الأرض وصاحب النهر، وكل منهما يقول: حريم النهر ملكى، كان ذلك لصاحب الأرض عنده، لأن الظاهر يشهد له، وعندهما لما كان لصاحب النهر حريم، كان الظاهر شاهداً له، فكان القول قوله. وفي "كشف الغوامض": الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في نهر كبير لا يحتاج فيه إلى الكرى في كل حين، أما الأنهار الصغار التي يحتاج فيها إلى كريها في كل وقت فلها حريم بالاتفاق، كذا قال العلامة العيني، وفي هذه المسألة تفصيل بسيط، ذكره في "ردالمحتار على الدر المختار"، إن شئت فارجع إليه، والله هو الموفق والمعتمد عليه.

(١١) وهو الطريق.

(۱) قوله: "كتاب المأذون" المأذون مفعول من الإذن، والإذن عبارة عن فك الحجر وإسقاط الحق عندنا، والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته؛ لأنه بعد الإذن بقى أهلا للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز، وانحجازه عن التصرف لحق المولى كي لا يتعلق الدين برقبته أو كسبه، وذلك مال المولى، فلابد من إذنه كي لا يبطل حقه من غير رضاء، كما في "الجوهرة النيّرة"، والأصل في جواز الإذن في التجارة للعبيد ما روى أن النبي على كان يركب الحمار، ويجيب دعوة المملوك، ومعلوم أنه لا يجيب دعوة المحجور عليه، فدل أنه كان يجيب المأذون.

وروى أنه كان للعباس عشرون عبداً، كل واحديتجر بعشرة آلاف، كذا قال العلامة في الأقطع، مناسبة كتاب المأذون بكتاب إحياء الموات أن الرق موت؛ لأنه أثر للكفر، والكفر موت، فإذا كان الرقّ أثرًا للكفر، فبالإذن يحيى كما أن الأرض الميتة يحييه بإذن الإمام، فيكون بينهما مناسبة، كذا في "الفاتح شرح القدوري".

- (٢) بأن يقول له: أذنت لك في التجارة ولا يقيده. (ج)
- (٣) قوله: "جاز [بالاتفاق]. . . إلخ" ووجهه أن التجارة اسم عام يتناول الجنس، فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع الأعيان؛ لأنه أصل التجارة، كذا في "الهداية" .
- (٤) قوله: "أن يشتري ويبيع" يعنى بمثل القيمة وبنقصان لا يتغابن فيه عند أبي حنيفة، وبنقصان يسير إجماعًا، ولا يجوز عندهما بالغبن الفاحش، لأنه بمنزلة التبرع، فلا ينتظمه الإذن، بخلاف اليسير، لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه، ولأبي حنيفة أنه متصرف بأهلية نفسه كالحر، كذا في "الجوهرة".
- (٥) قوله: "فهو مأذون في جميعها" مثل أن يأذن له في البر، فإنه يجوز فيه وفي غيره، كذا في "الجوهرة"، فإن قلت: إنه أزال الحجر في حق تصرف خاص، فلا يجوز في غيره، قلت: نعم إلا أنه يوجب الرضا بتحصيل منافعه مطلقًا، والتخصيص لغو، كذا قال الكرماني: ذكره في "جامع الرموز".

أذِنَ له في شَيء بعَينه (١) فليس بَاذُون (١) وإقرار المَأذُون بالدُيُون والغصوب جَائِزُ (١) وليَس له أن يَتَزَوَّج (٤) ولا أن يُزوَّج مماليكه (٥) ولا يُكاتب (٤) ولا يُعتِق عَلَى مال (٧) ولا يَهَب بعوض (٨) ولا بغير عوض إلا أن يَهدى (٥) اليسير مِن الطَعام، أو يُضيف من يطعَمه ، وديُونُه مُتَعَلّقة بْرِرَقَبَتِه (١٠) يُبَاعُ فِيهَا (١١) للغُرَمَاء إلا أن يَفديه الممولَى (١١) ، ويُقسِم ثَمَنه بَينَهُم بالحِصص (١١) ، فإن فَضلَ مِن ديُونِه شَيءٌ طُولِبَ بِه بَعدَ الحُريّة (١١) ، وإن حَجَرَ عَلَيه لم يَصِر بالحِصص (١١) ، فإن فَضلَ مِن ديُونِه شَيءٌ طُولِبَ بِه بَعدَ الحُريّة (١١) ، وإن حَجَرَ عَلَيه لم يَصِر

- (٣) قوله: "جائز [وكذا بالودائع إذا أقر باستهلاكها. (ج)]" لأن الإقرار من توابع التجارة، إذ لو لم يصح لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته، ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين، أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته، وإن كان في مرضه يقدم دين الصحة كما في الحر، بخلاف الإقرار بما يجب من المال لا بسبب التجارة؛ لأنه كالمحجور في حقه، كذا في "الهداية".
  - (٤) لأنه ليس بتجارة.
  - (٥) لأن التزويج ليس من التجارة. (ج)
  - (٦) لأنه لا يملك الكتابة وكذا الإعتاق.
  - (٧) وفي "الهداية": ولا يقرض لأنه تبرع محض كالهبة.
    - (٨) لأن كل ذلك تبرّع.
    - (٩) لأنه من عادة التجار . (ج)
- (١٠) قوله: "وديونه. . . إلخ" والمرادبها ديون التجارة، أو ما في معناها كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار، وضمان المغصوب والودائع إذا جحدها، وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق ونحو ذلك، أما الدين الثابت بغير ذلك كالمهر والمجناية فهو متعلق بذمته يستوفى منه بعد الحرية، ولا يتعلق برقبته (الجوهرة)
- (۱۱) قوله: "يباع فيها" يعنى يبيعه الحاكم وليس للمولى أن يبيعه؛ لأن الملك للمولى وللغرماء فيه حق، وفي بيعه إسقاط حقهم؛ لأنهم قد يختارون ترك البيع ليستوفوا من كسبه، فلم يكن له بيعه بغير إذنهم، فإذا باع بغير إذنهم وقف على إجازتهم، كما في الرهن، وإن أجاز بعضهم، وأبى بعضهم لم يجز إلا أن يتفقوا على ذلك. (الجوهرة)
- (١٢) قوله: "إلا أن يفديه المولى" يعنى يفديه بجميع الدين؛ لأنه إذا أفداه لم يبقَ في رقبته للغرماء شيء يباع لأجنه، كذا في "الجوهرة النيرة".
  - (١٣) سواء ثبت الدين بإقرار العبد أو بالبينة. (ج)
  - (١٤) لتقرر الدين في ذمته، وعدم وفاء الرقبة به. (ج)

<sup>(</sup>١) مثل أن يقول: اشتر هذا الثوب بعينه، أو ثوبًا للكسوة، كذا في "العناية".

<sup>(</sup>٢) قوله: "فليس بمأذون" لأنه استخدام مثل أن يأمره بشراء ثوب للكسوة وطعام لأهله، وهذا لأنه لو صار مأذونًا بهذا ينسد عنه باب الاستخدام. (الجوهرة)

مَحجُورًا عَلَيه (۱) حَتّى يَظهَرَ الْحَجْرُ بَينَ أهلِ السُوق، فإن مَاتَ المَولَى، أو جُنَّ، أو لَحَقَ بدَ ار الحَربِ مُرتَدّا صَارَ المَأْذُونُ مَحجُورًا عَلَيه (۲)، ولَو أَبقَ العَبدُ المَأذُونُ صَارَ مَحجُورًا عَليه (۲)، وإذَا حَجَرَ عَلَيهِ، فإقراره (۱) جَائِزٌ (۱) فِيمَا في يَدِه من المَالِ عِندَ أبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. وقالا: لا يَصِحُّ إقرَارُه (۲). وإذَا لَزِمتهُ دُيونٌ تُحيطُ بَالِه ورَقَبَتِه لم يَملِك المَولَى ما في

فإن أُعتَقَ عَبِيدَه لم تُعتَقُ (٧) عِندَ أبى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى . وقَالا رَحِمَهُ مَا اللهُ (١٠) يَملكُ ما في يَدِه . وإذَا بَاعَ عبدٌ مأذونٌ من المولى شَيئًا بِمثلِ القِيمَةِ (٩) جَازَ (١٠) ، وإن بَاعَ

<sup>(</sup>١) لأنهم صاروا معتقدين جواز التصرّف معه والمداينة له، فلا يرتفع ذلك إلا بالعلم، ويشترط علم أكثر أهل سوقه. (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "صار المأذون محجورًا عليه" لأن بالموت يسقط الإذن، وكذا بالجنون إذا كان مطبقًا، واختلف في المأذون إذا ارتد، ولحق بدار الحرب صار محجورًا عند الارتداد، أو عند اللحاق، ففي قول أبي حنيفة: عند الارتداد، وفي قولهما: عند اللحاق، كما في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٣) فإن عاد من الإباق لم يعد الإذن على الصحيح، كذا في "الذخيرة". (ج)

<sup>(</sup>٤) معناه أن يقرّ بما في يده أنه أمانة لغيره، أو غصب منه، أو يقر بدين عليه، فيقتضي مما في يده. (ج)

<sup>(</sup>٥) بغير المولى.

<sup>(</sup>٦) قوله: "وقالا: لا يصح إقراره" لأن المصحح لإقراره، إن كان هو الإذن، فقد زال بالحجر، وإن كان اليد، فالحجر أبطلها؛ لأن يد المحجور غير معتبرة؛ ولأبى حنيفة أن المصحح هو اليد، ولهذا لا يصح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من يده، واليد باقية حقيقة، وشرط بطلانها بالحجر حكمًا فراغها عن حاجته، وإقراره دليل تحققها، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٧) بناء على أن عنده المولى لا يملك اكتساب العبد المأذون المديون. (الفاتح)

<sup>(</sup>٨) قوله: "وقالا رحمهما الله: يملك ما في يده [ويعتق ما أعتقه المولى، وعليه قيمته، وإن لم يكن الدين محيطًا بماله، جاز عتقه إجماعًا (ج)]" لأن ملك الرقبة سبب لملك كسب اليد، واستغراقها بالدين ما يوجب خروج المأذون عن ملكه، ولهذا يملك وطء المأذونة، ولأبى حنيفة أن ملك المولى إنما يثبت في ملك العبد التاجر عند فراغه عن حاجته و المحيط خلافه عند مشغول بحاجته، فلا يملك. (تكملة البحر باختصار)

<sup>(</sup>٩) هذا إذا كان عليه دين؛ لأنه كالأجنبيّ عن كسبه إذا كان عليه دين، وإن لم يكن عليه دين، فلا بيع بينهما؛ لأن العبدوما في يده للمولى. (ج)

<sup>(</sup>١٠) وأكثره. (ج)

بنُقصَانِ لَم يَجُزُ<sup>(۱)</sup>، وإن بَاعَه المَولَى شَيئًا عِثلِ القيمَة، أو أقَلَّ جَازَ<sup>(۱)</sup> البَيعُ، فإنْ سَلَّمَه <sup>(۱)</sup> إلَيهِ قَبلَ قَبَضِ الثَّمَنِ، بَطَلَ الثَّمَنُ ﴿ أَنَ أَمسَكَه ( ) في يَده حَتَّى يَستَوفيَ الثَّمَنَ جَازَ<sup>(۱)</sup> .

وإن أعتَقَ المولَى العَبدَ المَأذُونَ وعَلَيهِ دُيُونٌ، فعِتقُه جَائِزٌ (٧)، والمَولَى ضَامِنٌ بقيمَته للغُرَمَاء، ومَا بَقي من الدُيُون يُطَالَبُ (٩) به المُعتَقُ (٩) .

وإذَا وَلَدَتِ المَأذُونَةُ مِن مَولاهَا فذَ لِكُ (١٠) حِجرٌ عَلَيهَا، وإن أَذِنَ وَلِيُّ الصَبِيّ للصَبِيّ للصَبِيّ في التِجَارَةِ، فهُو في الشِرَاءِ والبَيع كالعَبدِ المَأذُونَ (١١) إذَا كَانَ يَعقِلُ البيعَ والشِرَاءَ .

- (٥) أي إن أمسك المولى المبيع.
- (٦) لأن البائع له حق في المبيع. (ج)

<sup>(</sup>١) لأنه متّهم في حقه، وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز. (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "جاز [لأنه لا يلحقه بذلك تهمة (ج)]" لأن المولى أجنبى عن كسب عبده إذا كان عليه دين، والكلام فيه؛ لأنه لا يملك كسبه، فيخرج المبيع عن ملكه، فيصح كما في الأجنبي، وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما جواز البيع يجدد الفائدة، وقد وجدت، فإن المولى يستحق أخذ الثمن والعبد المبيع، فثبت لكل منهما ما لم يكن ثابتًا قبل ذلك. (المستخلص شرح الكنز)

<sup>(</sup>٣) قوله: "فإن سلّمه [أى سلم المولى المبيع إلى العبد] إليه . . . إلخ" وإنما يبطل الثمن إذا كان دراهم أو دنانير أو مكيلا أو موزونًا؛ لأن هذه الأشياء يجب في الذمة ، والمولى لا يوجب على عبده دينًا ، أما إذا كان عرضًا لا يبطل؛ لأن العوض لا يجب في الذمة في بيع المقايضة وغيره ، كذا في "الفاتح" .

<sup>(</sup>٤) قوله: "بطل الثمن" لأنه إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن حصل الثمن دينًا للمولى على عبده، والمولى لا يثبت له على عبده دين، وإذا بطل الثمن صار كأنه باع عليه بغير ثمن، فلا يجوز البيع، ومراده ببطلان الثمن بطلان تسليمه، والمطالبة به، وللمولى استرجاع المبيع، وإن باعه بأكثر من قيمته يؤمر بإزالة المحاباة، أو نقض البيع، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٧) قوله: "فعتقه جائز" لأن ملكه فيه باقي، والمولى ضامن بقيمته للغرماء، لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعًا واستيفاء من ثمنه، كذا في الهداية".

<sup>(</sup>٨) قوله: "يطالب. . . إلخ" وذلك لأن الدين ثابت في ذمة العبد، وإنما لزم المولى منه مقدار ما أتلف من الرقبة، فما زاد على ذلك، فهو في الذمة على ما كان عليه، كذا قال العلامة في "الأقطع في شرح هذا المختصر".

<sup>(</sup>٩) أي العبد المعتق.

<sup>(</sup>١٠) قوله: "فذلك حجر عليها" وذلك لأنها صارت على صفة لا يتعلق الدين برقبتها، ولا يمكن استناده منها، فبطل الإذن، كما لو أعتقها أو ماتت، كذا قال العلامة في الأقطع.

<sup>(</sup>۱۱) حتى ينفذ تصرّفه. (ج)

#### كتَابُ المُزَارَعَة (١)

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: المُزَارَعَةُ بِالثُلْثِ والرُبع بِاطِلَةٌ (٢)، وقَالا: جَائِزَةٌ (٢)، وهي (٤) عند هُمَا عَلَى أربَعَة أوْجُه (٥):

إِذَا كَانَت الأرضُ والبَذرُ لِوَاحِد (١)، والعَمَلُ والبَقَرُ لِوَاحِد، جَازَت الـمُزَارَعَةُ (١)، وإن

(۱) قوله: "كتاب المزارعة" والمناسبة بين الكتابين وهو أن حصول المال يكون بطريقين التجارة والمزارعة، فلما فرغ من التجارة شرع في المزارعة، كذا في "الفاتح": المزارعة في اللغة: مفاعلة من الزرع، وهو طرح الزرعة -بالضم- وهو البذر، وموضعه المزرعة مثلثة الراء، كما في القاموس إلا أنه مجاز حقيقته الإنبات، ولهذا قال على الكشاف" وغيره، ذكره وله قال قال على الكشاف" وغيره، ذكره القهستاني، ويقال لها -أي للمزارعة-: المحاقلة والمخابرة، ويسميها أهل العراق القراح، كذا في "رد المحتار".

وفى الشرع: عبارة عن العقد على الزرع ببعض الخارج، ويسمى المخابرة؛ لأن المزارع خبير، وقيل: مشتقة من عقد النبي عند من عقد النبي عند الله أهل خيبر، كذا في "الجوهرة"، وأركانها أربعة: أرض وبذر وعمل وبقر، ولا تصح عند الإمام؛ لأنها كقفيز الطحان، وهو أن يستأجر رجلا ليتطحن به كذا من حنطة بقفيز من دقيقها، كذا في "شرح إلياس"، وعندهما تصح بشروط ثمانية، الأول: صلاحية الأرض للزرع.

والثاني: أهلية العاقدين -أي كون رب الأرض والمزارع من أهل العقد-.

والثالث: ذكر المدة، أي مدة متعارفة. فتفسد بما لا يتمكن فيها منها، وبما لا يعيش إليها أحدهما غالبًا، وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة، ويقع على أول زرع واحد، وعليه الفتوى، كذا في "المجتبي" و "البزازية".

والرابع: ذكر رب البذر، والخامس: ذكر جنسه لا قدره، لعلمه بأعلام الأرض، والسادس: ذكر قسط العامل الآخر، ولو بينا حظ رب البذر وسكتا عن حظ العامل، جاز استحسانًا.

والسابع: التخلية بين الأرض والعامل، أي يخلى رب الأرض بينها وبين العامل حتى لو شرط عمل رب الأرض يفسد العقد، والثامن: الشّركة في الخارج، كذا في "الدر المختار".

(٢) قوله: "المزارعة بالثلث والربع باطلة" إنما ذكر الثلث والربع تبركا بلفظ النبي ﷺ حين نهى عن المخابرة، فقال: زيد بن ثابت وما المخابرة يا رسول الله؟ قال: أن تأخذ أرضًا بثلث وربع، وإلا فالزيادة والنقصان في ذلك سواء، وقيل: إنما قيد بالثلث والربع باعتبار عادة الناس في ذلك، فإنهم يتزارعون هكذا.

وقوله: "باطلة" أى فاسدة، وقال ابو يوسف ومحمد: جائزة، وعليه الفتوى لحاجة الناس إليها، لأن صاحب الأرض قد لا يجد أجرة يستعمل بها، وما دعت الضرورة إليه، فهو جائز، ومن حجة أبى حنيفة: أن النبى على المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع، فيحتمل أنه بيع الزرع بالزرع، ويحتمل أنه المزارعة، وأما المزابنة فهو بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرًا، كذا في "الجوهرة النيرة".

- (٣) وبه يفتى، كذا في الدر المختار .
  - (٤) أي المزارعة. •
- (٥) قوله: على أربعة أوجه قال في الدر المختار: هي بالتقسيم العقلي على سبعة أوجه: الثلاثة منها جائزة، وهي ما بينها المصنف رحمه الله، والأربعة منها باطلة، سنبينا إن شاء الله تعالى .
  - (٦) هذا الوجه الأول.

كَانَت الأرضُ لوَاحد (١)، والعَمَلُ والبَقَرُ والبَدَرُ لأَخَرَ، جَازَت المُزَارَعَةُ (٢).

وإن كَانَت الأرضُ والبَذرُ والبَقَرُ لِوَاحِد (")، والعَمَلُ لِوَاحِدٍ جَازَت (ن)، وإن كَانَت الأرضُ والبَذرُ والعَمَلُ لِوَاحِدٍ، فَهِىَ بَاطِلَةٌ (٥)، .

ولا تصّحُ المُزَّارَعَةُ إلا عَلَى مُدَّةٍ مَعلُومة (1) وأن يَكُونَ الخَارِجُ (٧) بَينَهُ مَا مُشَاعًا، فإن شَرَطَا لأحَد همَا قُفزَانًا مُسَمَّاةً، فهي بَاطلَةٌ (٨) ، وكَذَلكَ إذَا شَرَطَا مَا عَلَى المَأذِيانَاتِ (٩)

(٧) قوله: "جازت. . . إلخ" لأنه استئجار للعامل ببعض الخارج، وهو أصل المزارعة، ولا يقال: هلا بطلت لدخول البقر معه في العمل، لأنا نقول: البقر غير مستأجرة، وإنما هي تابعة لعمل العامل، لأنها آلة العمل كما إذا استأجر خياطًا ليخيط له بإبرة الخياط، فإن ذلك جائز، لأن من استأجر خياطًا كانت الإبرة تابعة بعمله، وليس في مقابلتها أجرة كذلك هذا، هكذا في "الجوهرة النيرة".

- (١) هذا الوجه الثاني. (ج)
- (٢) قوله: "جازت المزارعة" وذلك لأن العامل مستأجر الأرض ببعض معلوم من الخارج، فيجوز كما إذا استأجر بدراهم معلومة، وذلك جائز، والبقر غير مستأجرة، وإنما يستعملها في عمل نفسه، وذلك لا يمنع صحة العقد، كذا في "شرح الأقطع" و "الجوهرة".
  - (٣) وفي نسخة: لآخر بدل لواحد، والمآل واحد.
- (٤) قوله: "جازت" لأنه أي رب الأرض استأجره للعمل بآلة المستأجرو فصار كما إذا استأجر خياطًا ليخيط ثوبه بإبرته، كذا في "الهداية"، فهذه ثلاثة وجوه، كلها جائزة، وقد نظمها في "رد المحتار"، فقال: أرض وبلذر كلذا أرض كلذا حسمل من واحد ذي ثلاثها كلها قبلت
- (٥) قوله: "فهى باطلة" في ظاهر الروية، لأن البقر ههنا مستأجرة ببعض الخارج، لأنها لا تصير تابعة للعمل، لأنها لم تشترط على العامل، واستئجار البقر ببعض الخارج لا يجوز، كذا في "الجوهرة النيرة".

قلت: وهذا الوجه الرابع، وهمهنا ثلاثة وجوه، وآخر ما ذكرها الشيخ القدورى، وهي أن لو كان البقر والبذر له، والآخران للآخر، أو البقر، أو البذر له، والباقي للآخر، فهذه كلها باطلة، كذا في "الدر المختار"، وقدنظمها صاحب "رد المحتار"، فقال:

والبيذر مع البقر أولا كهذابقر لاغير اومع أرض أربع بطلت

- (٦) قوله: "ولا تصبح المزارعة إلا على مدة معلومة "لأن جهالتها تؤدى إلى الاختلاف، فربما يدعى أحدهما مدة تزيد على مدة الآخر، قال في "الينابيع": هذا عند علماءنا بالكوفة، فإن مدة الزرع عندهم متفاوتة، فابتداءها مجهول، أما في بلادنا فوقت الزراعة معلوم، فيجوز، قال ابو الليث: وبه ناخذ، كذا في "الجوهرة النية".
  - (٧) تحقيقًا للمشاركة. (ج)
- (٨) قوله: "فهى باطلة" لأن به أى بهذا الشرط تنقطع الشركة، لأن الأرض عساها لا تخرج إلا هذا القدر،
   وصار كاشتراط دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة، كذا في "الهداية".
- (٩) قوله: "وكذلك [أي لا يجوز] إذا شرطا ما على الماذيانات [فارسي معرب أصغر من النهر، وأعظم من

والسَّوَاقى (١).

وإذَا صَحّت المُزَارَعَةُ أَنَّ فَالْخَارِجُ بَينَهُ مَا عَلَى الشَرط، وإن لم تُخرِجِ الأرضُ شَيئًا، فلا شَىءَ للعَامِلِ (أَ) وإذَا فَسَدَتِ المُزَارَعَةُ ، فالخَارِجُ (أُ) لِصَاحِبِ البَذرِ ، فإن كَانَ البَذرُ مِن فلا شَىءَ للعَامِلِ أَجرُ مثله لا يُزادُ (أُ) عَلَى مِقدَ ارمَا شُرطَ له مِنَ الخَارِجِ .

وقَالَ مُحَمَّدٌ: لَه أُجرُمِثلِه (١) بَالِغًا مَا بَلَغَ، وإن كَانَ البَذرُمِن قِبَلِ العَامِلِ، فلِصَاحِبِ الأرض أُجرُمثلهَا (٧).

وإذَا عُقِدَ تِ المُزَارَعَةُ، فامتَنَعَ صَاحِبُ البَذرِ (^) من العَمَلِ، لم يُجبَر عَلَيه (٩) ، وإن امتَنَعَ الذي لَيسَ مَن قِبلِه البَذرُ، أجبَرَهُ الحَاكِمُ عَلَى العَمَل (١١) ، وإذَا مَاتَ أَحَدُ المُتَعَاقِدَينِ الجَدول. (ج)]... إلخ "معناه شرطاه لأحدهما، لأنه إذا شرط لأحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة، لأنه لعله لا يخرج إلا من ذلك الموضع، كذا في "الهداية".

- (١) جمع الساقية: وهي فوق الجدول دون النهر.
- (٢) فإن العقد إذا كان صحيحًا، يجب المسمّى، وهذا عقد صحيح، فيجب فيه المسمّى.
- (٣) قوله: "وإن لم تخرج الأرض شيئًا، فلا شيء للعامل [لأنه يستحقه شركة، ولا شركة إلا في الخارج]" هذا في المزارعة الصحيحة إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض أو العامل، لأن العقد الصحيح يجب فيه المسمى، ولم يوجد المسمى فلم يستحق شيئًا، وأما إذا كانت فاسدة ولم تخرج الأرض شيئًا وجب أجر المثل على الذي من قبله البذر، فإن كان البذر من قبل العامل فهو مستأجر للأرض، وإن كان من قبل صاحب الأرض، فهو مستأجر للعامل، فإذا فسدت يجب أجر المثل، لأنه استوفى المنفعة عن عقد فاسد. (الجوهرة النيرة)
  - (٤) لأنه نماء ملكه. (ج)
  - (٥) لأنه رضى بسقوط الزيادة، وهذا عندهما. (ج)
- (٦) قوله: "وقال محمد: له أجر مثله" لأن التسمية عند الفساد تكون لغوًا، وبه قالت الثلاثة، كذا في "مجمع الأنهر".
- (٧) قوله: "فلصاحب الأرض أجر مثلها" لأنه استوفى منافعها بعقد فاسد، وهل يزاد على ما شرط له من
   الخارج على الخلاف الذى ذكرناه، ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة، فعلى العامل أجر مثل
   الأرض والبقر، وهو الصحيح، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٨) قوله: "فامتنع صاحب البذر" يعنى قبل إلقاء البذر، أما بعد إلقاءه، فيجبر، لأن عقد المزارعة يكون
   لازمًا من الجانبين بعد إلقاء البذر، كذا في "الكفاية".
- (٩) قوله: "لم يجبر عليه" عند الإباء، فإنه لا يمكنه المضى إلا بإتلاف ماله، وهو إلقاء البذر على الأرض،
   ولا يدرى هل يخرج أم لا، فصار نظير ما لو استأجره ليهدم داره ثم امتنع، كذا في "مجمع الأنهر" و "الجوهرة".
- (١٠) قوله: "أجبره الحاكم . . . إلخ " لأنه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد إلا أذا كان عذرا يفسخ به الإجارة

بَطَلَت المُزَارَعَةُ (١).

وإذَا انقَضَت مُدَّةُ المُزَارَعَةِ والزَرعُ لم يُدرك، كَانَ عَلَى المُزَارِعِ أَجرُمِثلِ نَصِيبِه منَ الأَرضِ إلى أَن يُستَحصَدَ (٢)، والنفَقةُ عَلَى الزَرعِ عَلَيهِ مَا (٢) عَلَى مِقدَارِ حُقُوقِهِ مَا، وأجرةُ الأَرضِ إلى أَن يُستَحصَد (٢)، والنفَقةُ عَلَى الزَرعِ عَلَيهِ مَا الخَصَادِ (١) والدياسِ (٥) والرِفَاعِ (١) والتَذرية (٧) عَليهِ مَا بالحِصَصِ، فإن شَرَطَاهُ في المُزَارَعَةِ عَلَى العَامِلِ فَسَدَت (٨).

فيفسخ به المزارعة ، كذا في " الجوهرة النيّرة ".

(۱) قوله: "أحد المتعاقدين بطلت المزارعة [لأنها نوع إجارة، فتبطل بالموت كسائر الإجارات]" يعنى مات قبل الزراعة، إما إذا كان بعدها، فإن مات صاحب الأرض تركت في يد العامل حتى يستحصد، ويقسم على الشرط، وإذا كان الميت هو العامل، فقال ورثته: نحن نعمل في الزرع إلى أن يستحصد، وأبي صاحب الأرض لم يكن له ذلك، لأنه لا ضرر عليه، وإنما الضرر عليهم في قلع الزرع فوجب تبقيته، ولا أجر لهم فيما عملوا، وإن أرادوا قلع الزرع لم يحبروا على العمل، وقيل لصاحب الأرض: اقلعه، فيكون بينكم، أو أعطهم قيمة حصتهم والزرع كله لك، أو أنفق على حصتهم وتعود بنفقتك في حصتهم. (الجوهرة النيرة)

(۲) قوله: "كان على المزارع أجر مثل نصيبه . . . إلخ" لأن في قلعه ضرراً ، فيبقى بأجر المثل إلى أن يستحصد، ويجب على غير صاحب الأرض بحصته من الأجرة ، ولو أراد المزارع أن ياخذ الزرع بقلا قيل لصاحب الأرض: اقلع الزرع إن شئت فيكون بينكما ، أو أعطه قيمة نصيبه ، أو أنفق أنت على الزرع ، فارجع عليه عما أنفقت عليه دفعًا للضرر عنه ، ولو مات المزارع قبل إدراك الزرع فلورثته أن يعملوا مكانه ، وإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل ، كذا في شرح الكنز للعيني .

(٣) قوله: "والنفقة على الزرع عليهما" لأنها كانت على العامل لبقاء العقد، لأنهُ مستأجر في المدة، فإذا مضت المدة انتهى العقد، فتجب عليهما مؤنته على قدر ملكهما لأنه مشترك بينهما، كما في المنح ذكره في "رد المحتار".

- (٤) بفتح الحاء وكسرها، كذا في "ردّ المحتار".
- (٥) بكسر الدال: كوفتن، هو دوس البقر ليخرج الحب.
- (٦) قوله: "والرفاع" -بفتح الراء وكسرها- وقال العينى: بكسرها فقط، وهو جمع الزرع بعد الحصاد إلى موضع الدياس، أى الدراس، وهذا الموضع يسمى الحبرن والبيدر -في لغة أهل مصر-، كذا في السائحان.
- (٧) قوله: "والتذرية" من ذرى يذرى في الهواء ليخرج الحب، ويتميز من التبن، ووجوب هذا من غير قيد بانقضاء مدة الزراعة، كذا في "شرح الكنز" للعيني.
- (٨) قوله: "فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت" يعنى الحصاد والدياس، لأنهما لم يلزما المزارع وإنما عليه أن يقوم على الزرع إلى أن يدرك، وعن أبي يوسف أنه يجوز شرط ذلك على العامل للتعامل، وهو اختيار مشايخ بلخ.

قال السرخسي: وهو الأصح في ديارنا، والحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك مثل السقى والحفظ، فهو على العامل، وما كان بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليهما في ظاهر الرواية كالحصاد والدياس وأشباهه، وما كان

#### كتَابُ المُساقَاة (١)

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: المُسَاقَاةُ بِجُزَء مِنَ الثَّمَرَةِ بَاطِلَةٌ (٢) وقَالا: جَائِزَةٌ (٢) إِذَا ذَكَرَا مُدَّةً مَعَنُومَةً ، وسَمَّى جُزَء مِنَ الثَّمَرَةِ مُشَاعًا (٤) وتَجُوزُ المُسَاقَاةُ في النَحْلِ (٥) والشَجَرَةِ والكَرم (١) والرِطَابِ (٧) وأصُولِ البَاذِنجَانِ ، فإن دَفَعَ نَحْلا قُيهُ فَمَرَةٌ مُسَاقَاةً ، والثَمَرَةُ تَزِيدُ بالعَمَلِ جَازَ ، وإن كَانَت قَد انتَهَت لَم يَجُزُ (٨) ، وإذَا فَسَدَت المُسَاقَاةُ ، فللعَامِلِ أجرُ مِثْلِه (١) وتَبطُلُ المُسَاقَاةُ ، فللعَامِلِ أجرُ مِثْلِه (١) وتَبطُلُ المُسَاقَاةُ ، فللعَامِلِ أجرُ مِثْلِه (١) وتَبطُلُ المُسَاقَاةُ بالمَوت (١٠) ، وتَفسَخُ بالأعذَار ، كَمَا تَفسَخُ الإجَارَةُ .

- (٤) قيد به لأنه لو شرط جزء معينًا تفسد، كما في المزارعة. (الفاتح شرح القدوري)
  - (٥) درخت خرسا.
    - (٦) انگور.

بعد القسمة، فهو عليهما، نحو الحمل والحفظ والمساقاة على هذا القياس، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>۱) قوله: "كتاب المساقاة" اعلم أنه كان المناسب أن يقدم المساقاة على المزارعة لكثرة من يقول بجوازها، ولورود الأحاديث في معاملة النبي الله أهل خيبر، لكن قدمت المزارعة لوجهين، الأول: شدة الاحتياج إلى معرفة أحكام المزارعة لكثرة وقوعها، والثاني: كثرة تفريع مسائل المزارعة بالنسبة إلى المساقاة، وهي كالمزارعة حكمًا حيث يفتي على صحتها، وخلافًا حيث تبطل عند الإمام، وتصع عندهما كالمزارعة، وبه قالت الثلاثة، وشروطا يمكن شروطها في المساقاة كذكر نصيب العامل، والشركة في الثمر، والتخلية بين العامل والشجر، وأما بيان البذر ونحوه فلا يمكن في المساقاة، كذا في "مجمع الأنهر"، والمساقاة مفاعلة من السقى، وهي معاملة في الأشجار ببعض الخارج منها، كذا في "الكفاية".

<sup>(</sup>٢) لأنه استئجار بجزء من المعمول فيه كقفيز الطحان. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٣) قوله: "وقالا: جائزة [وبه قالت الثلاثة، وبه يفتى، كما في العيني]" لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فسومح في جوازها للضرورة، فإذا لم يذكر المدة جاز، ويقع على أول ثمرة تخرج في أول سنته، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٧) قوله: "والرطاب [جمع رطبة: وهى التي يسميها المصريون البرسيم وقرطًا، وليابسها دريسًا] وأصول الباذنجان" إنما خصهما بالذكر تنبيهًا على أنهما من أنواع الشجر الأن الشجر اسم لماله ساق، ولهما ساق، كذا في العينى على "الكنز"، الرطاب جمع رطبة، والقصعة والقصاع، والجفنة والجفان، والبقول الرطاب، فالبقول مثل الكراث، والبصل والسلق ونحو ذلك، را إطاب كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذنجان، وأشباه ذلك. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٨) قوله: "لم يجز" لأن العامل إنما يستحق بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٩) لأنه في معنى الإجارة الفاسدة، وصارت كالمزارعة إذا فسدت. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١٠) عند أبي حنيفة له أجر مثله لا يزاد على ما شرط له، وعند محمد: له أجر مثله بالغًا ما بلغ. (الجوهرة)

### كِتَابُ النِكَاحِ(١)

(١) قوله: "كتاب النكاح" أورده عقيب المزارعة والمساقاة، وذكره بعد الفراغ عنهما لِما فيه عن شائبة الزراعة، قال الله تعالى: ﴿نِسَاوْكُم حَرثٌ لكُم فَاتُوا حَرتُكُم أنّى شِيْتُم»، شبّههن بالمحارث تشبيهًا لما يلقى فى أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذر والولد بالنبات.

والنكاح في اللغة: الضم والجمع، وفي الشرع: إذا أطلق يرادبه الوطء، إذ يحصل في تلك الحالة الانضمام والاجتماع، وقد يرادبه العقد لقرينة، قوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذَنَ أَهْلِهِنَّ ﴾، لأن الوطء لا يتوقف على إذن الأهل، كذا في "الخزانة".

وقال في "المغرب": أصل النكاح الوطء، ثم قيل: للتزوج مجازًا، لأنه سبب للوطء المباح، والدليل على أن الحقيقة فيه الوطء، قوله تعالى: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤكُم مِنَ النساءِ ﴾، والمراد به الوطء، لأن الأمة إذا وطئها الأب حرمت على الابن، وكذلك قوله تعالى: ﴿الزّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيةٌ ﴾، والمراد به الوطء، وكذا قوله عليه السلام: «لعن الله ناكح البهيمة»، كذا في "الجوهرة"، وفي الشرع: عقد يفيد ملك المتعة، كذا في "الدر المختار"، وهو واجب عند التوقان، وسنة حالة الاعتدال، ذكره في "الخزانة". وفي "الدر المختار": إن تيقن الزنا إلا به فهو فرض، وفي "الكافي": عن بعض أصحابنا: أنه فرض كفاية، وبه قال أحمد، وفي "المصفى": أن التخلي لنفل العبادة أفضل من النكاح عند الشافعي، أقول: أما في حال يخاف الجور فمسلم إجماعًا، وأما إذا لم يخف الجور، أو خافت نفسه إلى النساء فالنكاح أفضل كيف؟

وله أربع مراتب: فرض، وفرض كفاية، وواجب، وسنة، وكل ذلك أفضل من التخلي بنفل العبادة على أنه احتج علماءنا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول.

أما الكتاب: ، فقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الآيَامي مِنكُم وَالصَّالِحِينَ مِن عَبِادِكُم وَإِمَائِكُم إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغنِيمُ اللهُ مِن فَضلِهِ ﴾ ندب إلى النكاح، ووصف أهله بالصلاح، وجعلهم من أهل استحقاق، وكل ذلك يدل على فضيلة النكاح وكونه من الأمور الفاضلة المندوبة.

وأما السنة: فقوله عليه السلام: «النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني»، وقوله عليه السلام: «توالدوا فتكثروا فإني أباهي بكم يوم القيامة بكثرة الأمم»، ولو بالسقط.

وأما الإجماع: ، فإنهم أجمعوا على أن الاشتغال بإعداد الجهاد أفضل من الاشتغال بالنوافل، ولا شك أن الاشتغال بالنكاح من هذا الباب، لأن تحصيل الرجال أعلى من تحصيل الخيل والجمال، ولولا النكاح لا نقطع نسل المسلمين، وذلك سبب لغلبة الكافرين.

وأما القياس: فإن النكاح سبب تحصين بنات آدم، والإنفاق عليهن، والقيام إليهن بأمورهن، فأشبه سائر البر والإحسان التي هي أفضل من الاشتغال بالنوافل لكونها من العبادات اللازمة بالإجماع.

وأما المعقول: فإن النكاح سبب عام من القطعيات الشرعية وغيرها نبهناك عليه في اعتقادك، وهو لإدخال النفس الأمارة بالسوء خير من الاشتغال بالنفل، لقوله عليه النفس الأمارة بالسوء خير من الاشتغال بالنفل، لقوله عليه السلام: «ترك ذرة ما نهى الله تعالى ورسوله خير من عبادة الثقلين» -فافهم-.

و ههنا بحث جليل تركناه مخافة التطويل، إن شئت فارجع إلى كتب الأصول، والله الموفق للمأمول، وركنه الإيجاب والقبول، وشرطه العام المحل القابل، وهو امرأة لم يمنع عن نكاحها مانع شرعى، والأهلية، وهى العقل والبلوغ والحرية، وشرطه الخاص الأشهاد، وحكمه حل الاستمتاع وحرمة المصاهرة، سبب شرعيته تعلق بقاء العالم به المقدر في العلم الأزلى على الوجه الأكمل، كذا في المعتبرات.

النكاحُ يَنعَقِدُ (() بِالإيجَابِ والقُبُولِ بِلفظينِ (() يُعَبَّرُ بِهِ مَا (() عَن المَاضِي، أُو يُعَبَّرُ بِهِ مَا أَن يَقُولَ: وَوَجنِي، فيقُولُ: بأَحدهما عَن السَماضِي، والأَخَرُعن السَمُستَقبِلِ (() مثلَ أَن يَقُولَ: زَوِّجنِي، فيقُولُ: رَوِّجتُك، ولا يَنعَقِدُ نِكَاحُ المُسلَمينَ (() إلا بِحُضُورِ شَاهِدَ ين حُرَّينِ (() بَالغَينِ عَاقلَينِ (() مُسلَمينَ (() أَورَجُلُ وامرَأتينِ (() عُصدُولا كَانُوا أُوغَيرَ عُسدُ ول، أَو مَحدُ ودَينِ (() في مُسلَمينَ (() أَورَجُلُ وامرَأتينِ (() عُصدُ ولا كَانُوا أُوغَيرَ عُسدُ ول، أَو مَحدُ ودَينِ ((() في قَد فَ (()) في اللهُ وأبي يُوسُفَ وَدَن اللهُ وأبي يُوسُفَ رَحمَهُ اللهُ وأبي يُوسُفَ رَحمَهُ اللهُ وأبي يُوسُفَ رَحمَهُ اللهُ وَعَن مُسلَمَين ولا أَن يُشهِدَ شَاهِدَ ين مُسلَمَين، ولا رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى . وقَالَ مُحَمّدٌ رَحمَهُ اللهُ: لا يَجُوزُ (() إلا أَن يُشهِدَ شَاهدَ ين مُسلَمين، ولا

<sup>(</sup>١) قوله: "ينعقد" لأنه عقد، فافتقر إلى الإيجاب والقبول كعقد البيع، لأن البضع على ملك المرأة، والمال يثبت في مقابلته، فلم يكن بد من إيجاب من المرأة، أو ممن يلي عليها، وقبول من الزوج. (الجوهرة)

<sup>(</sup>۲) قوله: "بلفظين [مثل نكحتك وزوجتك، فيقول: قبلت، أو فعلت، أو رضيت، كذا في "فتح القدير"]" وإنما يحتاج إلى اللفظين إذا كان الزوج والزوجة حاضرين، أو كان وكيل من جانب وأصيل من جانب، فأما إذا زوج ابن العم بنت العم من نفسه الولى، فلا حاجة إلى اللفظين، بل اللفظ الواحد كاف، وهو قوله: زوجت، فيكون قوله: "زوجت، يقوم مقام قوله: "زوجت وقبلت، لأن الشرع لما أقام الشخص الواحد مقام الشخصين كذلك أقام اللفظ الواحد قائما مقام اللفظين. (الفاتح)

<sup>(</sup>٣) قوله: "يعبر بهما" أي يبين بهما، والتعبير هو البيان، قال الله تعالى: ﴿إِن كُنتُم لِلرؤيّا تَعبُرُونَ ﴾، أي تبينون، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>٤) قوله: "عن المستقبل [يريد بالمستقبل لفظ الأمر (الفاتح)]" وهذا استحسان، والقياس أن لا يجوز، لأن المستقبل استفهام وعدة، فلا ينعقد، ووجه الاستحسان أن النكاح لا يقع فيه المساومة، فكان القصد بلفظه الإيجاب، فصار بمنزلة الماضي، والمراد بالمستقبل لفظة الأمر، مثل: زوجني، كما مثل. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "ولا ينعقد. . . إلخ" لقول النبي ﷺ: «لا نكاح إلا بحضور شاهدين»، وهو حجة على مالك حيث شرط الإعلان دون الإشهاد. (الفاتح)

<sup>(</sup>٦) قيد به لأن العبد لا شهادة له. (ج)

<sup>(</sup>٧) قيد بالبلوغ والعقل؛ لأنه لا ولاية بدونهما. (ج)

<sup>(</sup>٨) لأنه لا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين؛ لأنه لا شهادة للكافر على المسلم. (ج)

 <sup>(</sup>٩) قوله: "أو رجل وامرأتين" لقوله تعالى: ﴿ فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَين فَرَجُلٌ وامرَأَتَان ﴾، وقال الشافعي:
 لا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والعتاق والوكالة. (من "الجوهرة" و "الفاتح")

<sup>(</sup>١٠) ولا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول. (ج)

<sup>(</sup>١١) المرادعن القذف: نسبة شخص إلى الزنا.

<sup>(</sup>١٢) قوله: "وقال محمد: لا يجوز" وبه قال زفر والشافعي وأحمد، لأن السماع أي سماع الإيجاب

يَحِلّ للرَجُلِ (۱) أن يَتَزَوَّجَ (۱) بأمّه (۱) ولا بجدا ته من قبل الرِجَال والنِسَاء (۱) ولا ببنته ولا ببنت ولده وإن سَفَلَت (۱) ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا بعمّته (۱) ولا ببخالته ولا ببنات أخيه ولا بابنة ولا بأمّ امراً ته التي دَخَلَ بابنت مَا وَلَم يَدخُل (۱) ولا بابنة (۱) امراً ته التي دَخَل بها سَوَاءٌ كَانَت في حَجرِه، أو في حِجرِ غَيرِه، ولا بامسرا أَة أبيه، ولا أجداده، ولا بامراً قابنه، ولا بني أولاده، ولا بأمّه مِن الرَضَاعَة (۱۱) ، ولا بأخته من السرَضَاعَة، ولا يَجمَع بُينَ

والقبول في النكاح شهادة، ولا شهادة للكافر على المسلم، فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم، ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك، لو روده على محل ذي خطر، لاعلى اعتبار وجوب المهر، إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال، وهما شاهدان عليهما، لكونها ذمية بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج، لأن العقد ينعقد بكلاميهما، والشهادة شرطت على العقد، كذا في "الهداية".

- (١) لقوله تعالى: ﴿حُرَّمَت عَلَيكُم أُمَّهَاتُكُم وَبَناتُكُم﴾ والمراد بالأمهات الأصول، وبالبنات الفروع.
  - (٢) وباب التفعّل لازم، ولهذا أتى بالباء، أو لأنها للصلة لا للتعدية.
- (٣) قوله: "بأمه" صوابه أن يقول: أمه بغير باء، لأن الفعل يتعدى بنفسه، قال الله تعالى: ﴿زَوّجنَاكَهَا﴾،
   ولم يقل: زوجناك بها، فإن قيل: قد قال الله تعالى: ﴿وَزَوّجنَاهُم بِحُور عِنِ﴾، قلنا: مراده قرناهم بحور عين؟
   لأن الجنة ليس فيها عقد نكاح، كذا في "الجوهرة".
  - (٤) أي سواء كانت من قبل الآباء أو الأمهات.
    - (٥) للإجماع.
  - (٦) وكذا بعمة الأب والأم وخالتيهما بالإجماع.
- (٧) قوله: "ولا بام امرأته التي دخل بابنتها أو لم يدخل" لقوله تعالى: ﴿وَأُمّهَاتُ نِسَائِكُم﴾، من غير قيد الدخول، وقال بشر المريسي ومحمد بن شجاع ومالك: أم الزوجة لا تحرم حتى يدخل بها، وهو مروى عن على وزيد بن ثابت وابن مسعود وجابر، والصحيح ما ذكرنا لإطلاق النص، وهو مذهب عمر و ابن عباس وعمران ابن حسين رضى الله عنهم، وهو رواية عن على وزيد بن ثابت وابن مسعود أيضًا، كما في "رمز الحقائق" للإمام بدر الدين العينى.
- (٨) قوله: "أو لم يدخل" وإنما يحرم بمجرد العقد إذا تزوجها تزويجًا صحيحًا، أما إذا تزوجها تزويجًا فاسدًا فلا تحرم أمها، إلا إذا اتصل به الدخول، أو النظر إلى الفرج بشهوة، أو اللمس بشهوة. (الجوهرة النيّرة)
- (٩) قوله: "ولا بابنة امرأته التي دخل بها... إلخ "لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُم من نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلتُم بِهِنَ فَإِن لَم تَكُونُوا دَخَلتُم بِهِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيكُم ﴾، ذكر الحجور على العرف والعادة، فإن الغالب أن تكون الربيبة في حجر الأب لا لأنه شرط، ويدخل في قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ ﴾، بنات الربيبة والربيب، لأن الاسم يشملهن وتثبت حرمتهن بالإجماع، بخلاف حلائل الآباء والابناء، لأنه اسم خاص لهن، فلا يتناول غيرهن، فلا تحرم بنت زوجة الابن ولا بنت زوجة الأب. (ج وغيره)
- (١٠) قوله: "ولا بأمه من الرضاعة [لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُّ اللاتِي أَرْضَعَنَكُم وَأَخَوَا تُكُم منَ

الأختَينِ بنكَاحٍ (١) ، ولا بسملك يَمين وَطء (١) ، ولا يَجمَعُ بَينَ السَرأة وعَمَّتِهَا (١) ، أو حَالَتَها ولا ابنة أختِها ، ولا ابنة أخيها أو كانت كُل وَاحِد منهُما ولا ابنة أختِها ، ولا ابنة أخرَى (١) ، ولا يَجمَعُ بَينَ امرَأة وابنَة زَوجٍ (١) كَانَ لَهَا مِنْ رَجُلا لَم يَجُزُلُه أَن يَتَزَوّجَ بِالأَخرى (١) ، ولا بَأْسَ بأن يَجمَعَ بَينَ امرَأة وابنَة زَوجٍ (١) كَانَ لَهَا مِنْ الرَضَاعَة ﴾ آل وضَاعَة ﴾ آل وضاعة ، وهو يشمل الأمهات والجدات ، لقوله تعالى : ﴿ وَأُمّهَا تُكُمُ اللاتِي أَرضَعَنكُم وَأَخَوَا تُكُم مِنَ الرَضَاعَة ﴾ ، ولقوله عليه السلام : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . (الجوهرة النيرة وغيرها)

- (١) قوله: "ولا يجمع بين الأختين بنكاح" لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجمَعُوا بَينَ الأَختَينِ﴾، ولقوله عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين»، كذا في "الهداية".
- (٢) قوله: ""ولا بملك يمين وطء "أى لا يجوز الجمع بينهما بملك يمين من حيث الوطء، ويجوز ملكًا بدون الوطء، وهو قول على بن أبى طالب رضى الله عنه، وقال عثمان رضى الله عنه: يجوز الجمع بينهما وطء أيضًا لإطلاق قوله تعالى: ﴿أَو مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُم ﴾، وعامة العلماء على قول على رضى الله عنه، كما في "رمز الحقائق".
- (٣) قوله: "ولا يجمع بين المرأة وعمتها" سواء كانت عمته قريبة أو بعيدة، وكذا الحال في البواقي، وهذا لقوله عليه السلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها»، وهذا مشهور، يجوز به الزيادة على الكتاب بمثله، والمراد بالكتاب قوله تعالى: ﴿أُحِلِّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم﴾.
- (3) قوله: "ولا ابنة أختها ولا ابنة أخيها" فإن قلت لما قال: ولا بنت أخيها، وقد علم بقوله: ولا يجمع بين الممرأة وعمتها، وكذا المحال في بنت أختها، قلت: لإزالة الإشكال، لأنه ربما يظن أن نكاح ابنة الأخ على الأمة لا يجوز، ونكاح العمة عليها يجوز لتفضل العمة عليها، كما لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ويجوز نكاح الحرة على الأمة، وقس على حال العمة حال الخالة في الجواب والسؤال، فتبين أن ذلك لا يجوز من الجانبين. (من "الجوهرة" مع الزيادة)
- (٥) قوله: "ولا يجمع . . . إلخ" لأن الجمع بينهما يفضى إلى القطعية ، أى قطعية الرحم ، لأن المعاداة عادة بين الضرائر والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع ولو كانت المحرمية بينهما بسبب الرضاع تحرم لما روينا من قبل ، وهو قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» سوى بينهما في التحريم ، ومن ضرورته تحريم الجمع بينهما، وهذا الخبر ، وإن كان من الأحاد ، فقوله تعالى : ﴿مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ﴾ ، خص بالمشهور كما بيناه ، فجاز تخصيصه بالواحد .
- (1) قوله: "لم يجز له أن يتزوج بالأخرى" أى بشرط أن يتصور ذلك من الجانبين كالمرأة وعمتها، فإن كل واحدة منهما لو فرضت ذكراً حرم العقد بينهما، لأنه لو فرضت المرأة ذكراً حرم عليه نكاح عمته، ولو فرضت العمة ذكراً حرم عليه نكاح بنت أخيه، وإذا لم يحرم النكاح بينهما إلا من جهة واحدة جاز الجمع بينهما، كما إذا جمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل، لأن أحدهما لو كان ذكراً وهى الزوجة جاز له أن يتزوج بالأخرى، فلم يعم التحريم. وقال زفر: لا يجوز؛ لأنه لما ثبت الامتناع من وجه، فالأحوط الحرمة، وهو مذهب ابن أبى ليلى والحسن البصرى وعكرمة، وللجمهور قوله تعالى: ﴿وَأُحِلِّ لَكُم ما وَرَاءَ ذلكُم ﴾، وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بين بنت على وامرأة على رضى الله عنهما، وكذا جمع ابن عباس بين امرأة رجل وابنته من غيرها، وعند داود وعثمان البتى، والخوارج يجوز الجمع بين المحارم غير الأختين، من "العينى" و "الفتح"

قَبلُ، ومَن زَنَى بِامرَأَة حَرُمَت عَلَيه أَمُّهَا وابنَتُها (')، وإذَا طَلَّقَ الرَجُلُ امرَأَتَه طَلاقًا بَائِنًا لَم يَجُزُ لَه أَن يَتَزَوّجَ بِأَحْتِهَا، حَتّى تَنقَضى عِد تُهَا (')، ولا يَجُوزُ لِلمَولَى أَن يَتَزَوّجَ أَمَتَه (')، ولا السَمَرأة عَبدَ هَا، ويَجُوزُ تَزويجُ الكِتابِيّاتِ (')، ولا يَجُوزُ تَزويجُ السَمَجُ وسِيّاتِ (')، ولا الوَتَنيّاتِ (')، ويَجُوزُ تَزويجُ الصَابِئَاتِ (^) إِن كَانُوا يُؤمنُونَ بِنَبى، ويُقرّونَ بِكِتَاب، وإِن ولا الوَتَنيّاتِ (')، ويَجُوزُ تَزويجُ الصَابِئَاتِ (^) إِن كَانُوا يُؤمنُونَ بِنَبى، ويُقرّونَ بِكِتَاب، وإِن

(۱) قوله: "ومن زنى بامرأة حرمت. . . إلخ "وكذا لو مس"، أو نظر بشهوة، وإنما يحرم المس إذا لم ينزل، أما إذا أنزل باللمس فالصحيح أنه لا يوجب الحرمة، لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء . وعند الشافعى: لا تثبت المصاهرة بالزنا، لأنها نعمة، والزنا لا يكون سببًا لها، ولا بالمس والنظر، لأنه لاأثر له فى الجزئية، ولنا إطلاق قوله تعالى: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُم مِنَ النّسَاءِ ﴾، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وبنتها»، وهو مذهب عمر وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وابى بن كعب وعائشة وابن مباس وجمهور التابعين منهم إمامنا الأعظم أبو حنيفة رحمه الله، العينى وغيره على "الكنز".

#### (٢) لقيام النكاح بقيام الحقوق.

(٣) قوله: "حتى تنقضى عدتها" وقال الشافعى ومالك وابن أبى ليلى: يجوز أن يتزوج أخت المعتدة إذا كانت العدة من بائن أو ثلث، لأن النكاح قد انقطع ألا ترى أنه لو وطءها مع العلم بالحرمة يجب الحد، ولنا ما روى أن أصحاب رسول الله على لم يجتمعوا على شيء كاجتماعهم على أربع قبل الظهر، وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها، وإمامنا فيه على وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت رضى الله عنهم، وكفا بهم قدوة، ولأن نكاح المطلقة قائم من وجه لبقاء أحكامه من وجوب النفقة والسكنى والمنع من الخروج والفراش حتى ثبت نسب ولدها، والقاطع أى الطلاق قد تأخر عمله في الأحكام غير حرمة الوطء، ولهذا بقى في حق القيد حتى لا يجوز لها أن تتزوج بغيره، فصار كالرجعى، وعلى هذا الخلاف سائر محارمها وأربع سواها. (العيني وفتح المعين)

 (٤) قوله: "ولا يجوز . . . إلخ" لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا بثمرات مشتركة بين المتناكحين والمملوكية تنافى المالكية ، فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة ، كذا في "الهداية" .

(٥) لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحصَّنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ﴾ أي العفائف ولا فرق بين الكتابية الحرة والأمة .

(٦)قوله: "ولا يجوز تزويج المجوسيات" لقوله عليه السلام: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نساءهم ولاآكلي ذبائحهم»، كذا في "الهداية"، والمجوس قوم يعبدون النار، ويستحلون نكاح المحارم.

(٧) قوله: "ولا الوثنيات" لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنكِحواُ المُشْرِكَاتِ حَتّى يُؤمِنَ ﴾، قال في "المضمرات": الوثني عابد الوثن، وهو ما له جثة من خشبة، أو حجر، أو فضة، أو جوهر، والجمع أوثان، واعلم أنه كما جاز تزويج الكتابية جاز وطءها بملك اليمين أيضاً بخلاف المجوسية والوثنية، فإنه لا يجوز وطءها بملك اليمين أيضاً. (العيني والفتح وغيرهما)

(٨)قوله: "ويجوز تزويج الصابيات" عند أبي حنيفة إذا كانوا. . . إلخ "الصابيون قوم عدلوا عن دين

 <sup>(</sup>٧) فوله: ولا بأس بأن يجمع . . . إلخ وقال زفر: لا يجوز، لأن بنت زوجها لو قدرت رجلا لم يجز لها
 نكاح المرأة، لأنها زوجة أبيه، ولنا ما روى أن ابن عباس جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها، ولأن حرمة الجمع
 كانت لصيانة القرابة عن القطعية، وههنا لا قرابة، كذا في القهستاني .

كَانُوا يَعبُدُونَ الكَوَا كِبَ، ولا كِتَابَ لَهُم لَم يَجُزمُنَا كَحَتُهُم (')، ويَجُوزُ لِلمُحرِم والمُحرِمَة أَن يَتَزَوَّجَا في حَالَةِ الإحرَام (')، ويَنعَقِدُ نِكَاحُ السَرَاةِ الحرَّةِ البَالِغَةِ العَاقِلَةِ بِرَضَاءِهَا وإن لَم يَعقد عَلَيهَا ولَى عندَ أبى حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ بكرًا (") كَانَتْ أُوثَيِّبًا .

وقَالا: لا يَنعَقِدُ إلا بَإِذْنِ وَلِي "(١)، ولا يَجُوزُ لِلوَلى (٥) إجبَارُ البِكرِ البَالِغَةِ العَاقِلَةِ، وإذَا

اليهود والنصارى، وعبدوا الملائكة، من صبا يصبو إذا خرج من دين إلى دين، وقيل: هم قوم يؤمنون بإدريس عليه السلام ويعظمونه، وقيل: إنهم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام، وقبلتهم مهب الجنوب، كذا في "الجوهرة النيرة".

(١) لأنهم مشركون.

(٢)قوله: "ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام" وقال الشافعي: لا يجوز لقوله عليه السلام: «لا ينكح المحرم ولا ينكح»، وفي رواية: لا يخطب، رواه مسلم.

ولنا حديث ابن عباس أنه عليه السلام تزوج ميمونة وهو محرم، رواه مسلم وغيره، وحديثه ضعيف صرح به البخارى، ولئن صح فهو محمول على الوطء، لأنه الحقيقة أي لا يطأ المحرم، ولا تمكن المحرمة من الوطء، والتذكير باعتبار الشخص، فإن قلت: روى يزيد بن الأصم أنه تزوج بها وهو حلال.

قلت: روايته لا تعارض رواية ابن عباس، ولهذا قال عمرو بن دينار للزهرى: وما يدرى ابن الأصم أعرابي بوال على ساقه، أتجعله مثل ابن عباس رضى الله عنه، أو يحمل على أنه أراد بالتزوج البناء بها مجازاً، لأنه سببه فجاز إطلاقه على البناء، أو أراد بالحلال أنه كان ﷺ داخلا في أرض الحل؛ لأنه تزوج بها بسرف، وهي من الحل، وزيادة التحقيق في "عمدة القارى" في شرح البخاري للعيني رحمهما الله البارى، كذا في "رمز الحقائق".

(٣) قوله: "عند أبى حنيفة رحمه الله. . . إلخ" وأبو يوسف مع أبى حنيفة فى ظاهر الرواية ، وكان أبويوسف يقول أولا: إنه لا ينعقد إلا بولى إذا كان لها ولى ، ثم رجع ، وقال: إن كان الزوج كُفُؤا لها جاز وإلا فلا ، ثم رجع ، وقال: ينعقد موقوفًا على إجازة الولى سواء كان الزوج كُفُؤا لها أو لم يكن ، وعند محمد: ينعقد موقوفًا على إجازة الولى سواء كان الزوج كُفُؤا أو لم يكن ، ويروى رجوعه إلى قولهما .

وقال الشّافعى ومالك وأحمد: لا ينعقد بعبارة النساء أصلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل»، ولنا قوله عليه السلام: «الأيم أحق بنفسها من وليها»، متفق على صحته، والمراد من الأيم من لازوج لها سواء تزوج قبل، أو لم تزوج، وما رواه لم يصح، وكذا كل ما روى في هذا الباب، ولهذا قال البخارى وابن معين: لم يصح في اشتراط الولى حديث، ولنا أيضًا قوله تعالى: ﴿حَتّى تَنكِحَ رَوجًا عَيرَه﴾، وقوله تعالى: ﴿أَن يَنكِحنَ أَزواجَهنَ ﴾، أضاف العقد إليهن، فدل على أنها تملك المباشرة بالنكاح، وأما حديث عائشة رضى الله عنها: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث، فلا يعمل به، لأنها عملت بخلاف روايتها حيث زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب، والراوى إذا عمل بخلاف المروى تبطل روايته. (العيني والمستخلص كلاهما على "كنز الدقائق")

- (٤) وفي "الهداية": أبو يوسف مع أبي حنيفة في ظاهر الرواية. (ج)
- (٥) قوله: "ولا يجوز للولى. . . إلخ" وقال الشافعي: يجوز ذلك للأب والجد، لنا ما روى ابن عباس وابن عمرو وجابر أن النبي عليه السلام رد نكاح امرأة زوجها أبوها وهي كارهة، وروى أنها أتت النبي عليه

استَأذَنَهَا الوَلِى فَسكَتَت، أوضَحكَت، أوبكَت بغيرِ صوت، فذَلِكَ إذنُ (١) مِنهَا، وإن أبَت لَم يُزَوّجهَا، وإذَا استَأذَنَ الثيّبَ، فلا بُدّ من رضاءها بالقول (٢).

وإذَا زَالَت بَكَارَتُها بِوَثِبَة (٢)، أو حِيضَة، أو جَرَاحَة، أو تَعنِيس، فهِيَ في حُكمِ الْأَبكارِ (٤)، وإن زَالَت بَكَارَتُها بِالزِنَا، فَهِي كَذَلك (٥) عِندَ أَبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ. وقَالا الْأَبكارِ (٤)، وإن زَالَت بَكَارَتُها بِالْزِنَا، فَهِي كَذَلك (٥) عِندَ أَبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ. وقَالا رَحِمَهُ مَا اللهُ: هِي فِي حُكمِ الثَيب (١)، وإذَا قَالَ الزَوجُ لِلبِكرِ: بَلَغَك النيكاحُ فَسكت، وقَالَت (٧): بَل رَدَدت، فَالقَولُ قَولُهَا (٨)، ولا يَمِينَ عَليها، ولا يُستَحلَفُ في النِكاح (١) عِندَ أبي

فخيرها، ذكره أبو داود، كذا في "شرح الأقطع".

- (۱) قوله: "فذلك إذن لقوله عليه السلام: لاتنكح الثيب حتى تستامر ولاتنكح البكر حتى تستاذن، قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال: تسكت»، رواه مسلم، والضحك رضاء دلالة، فإنه علامة السرور والفرح بما سمعت، وقيل: إذا ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضا بخلاف ما إذا بكت، فإنه دليل السخط والكراهية، وقيل: إذا بكت بلا صوت لم يكن ردًا، بل حزن على مفارقة أهلها، وعليه الفتوى، وذكر المرغيناني أن دمعها إن كان باردًا يكون رضًا، وإن كان حارًا لا يكون رضًا، قاله العلامة العينى.
- (٢)قوله: "فلا بد من رضاءها بالقول [لقوله عليه السلام: «الثيب تشاور»]" لقوله عليه السلام: «البكر تستامر والثيب تظهر عن نفسها»، ولأن النطق لا يعد عيبًا منها، فلا مانع من النطق في حقها بخلاف البكر، فإنه منها دليل على قلة حياءها، لأنها لم تمارس الأزواج، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٣) قوله: "بوئبة [برجستن]" هي الحركة من فوق، والطفرة الحركة إلى فوق، والتعنيس طول المكث حتى يزول بكارتها.
- (٤) قوله: "فهى فى حكم الأبكار [لعدم وجود الوطء (الفاتح)]" أى تزوج كما تزوج البكر، فيكون سكوتها رضا، لأنها بكر حقيقة في ما عدا الزنا، لأن مصيبها أول مصيب. (الجوهرة وغيرها)
  - (٥) يعني تزوج كما تزوج البكر. (ج)
- (٦) قوله: وقالا رحمهما الله: هي في حكم الثيب وهو قول الشافعي في الجديد، لأنها ليست ببكر حقيقة ، لأن ما يصيبها ليس بأول مصيب لها، وله أي لأبي حنيفة أن التفحص عن حقيقة البكارة قبيح، فأدير الحكم على مظنتها، وفي استنطاقها إظهار لفحاشتها، وقد ندب الشارع الستر بخلاف ما إذا تكررت زناها، لأنها لا تستحيى بعد ذلك عادة، كذا في "مجمع الأنهر".
  - (٧) مجسة له لا .
- (٨) قوله: "فالقول قولها" وقال زفر: القول قوله، لأن السكوت أصل والردعارض، فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضى المدة، ونحن نقول: إنه يدعى لزوم العقد وتملك البضع، والمرأة تدفعه، فكانت منكرة، كالمودع إذا ادعى رد الوديعة بخلاف مسألة الخيار، لأن اللزوم قد ظهر بمضى المدة، كذا في "الهداية".
  - (٩) ودليله يذكر في الحلف على أي شيء يجوز، وعلى ما لا يجوز.

حَنيفَةَ رَحمَهُ اللَّهُ .

وقَالا: يُستَحلَفُ فِيه (۱٬ ويَنعَقِدُ النِكَاحُ بِلَفظِ النِكَاحِ والتَزويجِ والتَملِيكِ والهِبَةِ والصَدَقَة (۲٬ ولا يَنعَقِدُ بلَفظِ الإجَارَةِ والإعَارَةِ والإبَاحَةِ ، ويَجُوزُ نِكَاحُ الصَغِيرِ والصَغِيرَةِ والصَغِيرَةِ والصَغِيرَةِ والصَغِيرَةِ الإجَارَةِ والإبَاحَةِ ، ويَجُوزُ نِكَاحُ الصَغِيرِ والصَغِيرَةِ إذَا زَوَّجَهُ مَا الوَلِي هُوَ العَصَبَةُ (١٬ فإن زوَّجهُ مَا الأبُ إذَا وَوَجهُ مَا الوَلِي هُوَ العَصَبَةُ (٤٠ فإن زوَّجهُ مَا الأب والجَدّ، فلكُل واحد منهُ مَا أو الجَدّ، فلا خيار لَهُ مَا النِكاحِ وإن شَاءَ فَسَخَ ، ولا ولا يَةَ لِعَبد ، ولا لِصَغِيرٍ ، ولا لِمَجنُون (١٠) ، ولا لِكَافِرِ عَلَى مُسلِمَة (١٠) .

قال أبو القاسم البلخي: ينعقد، ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإعارة والإباحة، لأن الإجارة موقتة، وذلك ينافي النكاح، لأن مقتضاه التأبيد، وأما الإباحة والإعارة والإحلال فلا ينعقد بها، لأنها ليست بسبب الملك.

وفي بعض النسخ: ولا بلفظة الوصية، أى لا ينعقد النكاح بلفظة الوصية، لأن التمليك فيها مضاف إلى ما بعد الموت، فلا ينعقد به. (الجوهرة النيرة)

- (٣) قوله: "إذا زوجهما الولى" لأن له ولاية الإجبار عليهما لصغرهما، وهو منقول عن عمر وعلى والعبادلة وأبي هريرة رضى الله عنهم وكفا بهم حجة وقدوة، وأيضًا أجمع العلماء على العمل بقوله عليه السلام: «الإنكاح إلى العصبات في حق الكبيرة فكذا في حق الصغيرة لأنها أعجز وأمس حاجة»، من "العيني" و"المستخلص")
  - (٤) على ترتيب العصبات في الإرث يعنى الأقرب فالأقرب.
    - (٥) يعني الصغير والصغيرة.
- (٦) قوله: "فلا خيار لهما" لكمال ولايتهما ووفور شفقتهما، فكأنهما باشراه برضاءهما بعد البلوغ. (الجوهرة)
  - (٧) أي بعد بلوغهما.
  - (٨) عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا خيار لهما؛ اعتباراً بالأب والجد. (ج)
    - (٩) لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فالأولى أن لا يثبت على غيرهم. (ج)
- (١٠) قوله: "ولا للكافر على مسلمة" لقوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا﴾،

<sup>(</sup>١) قال في "الكنز": الفتوى على قولهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: "وينعقد النكاح. . . إلخ" الأصل في هذا أن النكاح عندنا ينعقد بكل لفظة يقع بها التمليك في حال الحيوة على التأبيد، وهذا احتراز عن الوصية والإجارة، قال في "الهداية": وينعقد بلفظ البيع، هو الصحيح، وصورته أن يقول المرأة: بعت نفسي منك، أو قال أبوها: بعتك ابنتي بكذا، وهل ينعقد بلفظ الشراء مثل أن يقول: اشتريتك بكذا، فأجابت بنعم؟

وقَالَ أَبُوحَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ: يَجُوزُ (الغَيرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْأَقَارِبِ التَزويجُ (الْمَعْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْأَقَارِبِ التَزويجُ (الْمَعْرُ مِثْلُ الْأَحْتِ وَالْأُمَّ وَالْحَالَةِ، ومَن لا وَلِي لَهَا إِذَا زَوَجَهَا مَولا هَا الذَى أَعتَقَهَا جَازَ (اللهُ وَإِذَا غَابَ اللهُ حَتِ وَالْأَقرَبُ عَيبَةً مُنقَطِعَةً أَن المَن هُو أَبعَدُ مِنهُ أَن يُزَوّجَهَا، والغيبَةُ السمنقطعةُ أَن الوَلِي الْأَقرَبُ عَيبَةً مُنقَطِعةً أَن المَن هُو أَبعَدُ مِنهُ أَن يُزَوّجَهَا، والغيبَةُ السمنقطعةُ أَن يَكُونَ في بَلَد لا تَصِلُ إِلَيهِ الْقَوَافِلُ في السّنَة إلا مَرّةً وَاحِدَةً (٥)، والكَفَاءَةُ (١) في النكاح مُعتَبرَةٌ (١) فإذَا تَزَوّجَت المَرأةُ بغَير (١) كُفْء، فللأوليَاء أَن يُفرّقُوا (١) بَينَهُ مَا (١٠)، والكَفَاءَةُ

ولهذا لاتقبل شهادته عليه أي على المسلم، كذا في "الهداية"، قال في "تنوير الأبصار": وكذا لا ولاية لمسلم على كاف ة.

- (١) عند عدم العصبات. (ج)
- (٢) هذا هو المشهور، وهو استحسان. (ج)
- (٣) قوله : "جاز" أي من لا ولى لها من العصبة زوجها مولى العتاقة ذكرًا كان أو أنثى، ثم ذووالأرحام بعد ذلك، ومولى العتاقة آخر العصبات، وهو أولى من ذوى الأرحام. (الجوهرة النيّرة)
- (٤) جاز . . . إلخ قال زفر: لا يجوز ، وقال الشافعي رحمه الله: يزوجها السلطان ، وجه قول أصحابنا قوله عليه السلام: «السلطان ولي من لا ولى له» وهذه لها ولى ، فلا يثبت ولاية السلطان عليها ، وحجتنا على زفر: أن في التأخر النكاح إلى قدوم الولى الغائب ، واعتبار إذنه ضررًا على الصغيرة ، ألا ترى أن الكفء لا يتفق في كل زمان ، والولاية إذا كان في اعتبارها ضرر سقطت أصله كما إذا جن الولى الأقرب ، أو مات .

وجه قول زفر: إن ولاية الأقرب باقية مع غيبته بدليل أنه لو زوج جاز، وإذا كانت ولايته باقية لم يجز للأبعد أن يزوج، كما لو كان حاضرًا، والجواب: أن ولايته إنما يسقط لأجل الضرر الذي يكون بانتظاره، وإذا زوج فقدزال الضرر، فعادت ولايته، كذا قال العلامة في الأقطع.

(٥) قوله: "إلا مرة واحدة" هذا اختيار القدوري، وفي "المصفى" والفتاوى الكبرى: قدروها بثلاثة أيام، وعليها الفتوى، وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفوء باستطلاع رأيه، وهذا أقرب إلى الفقه، وهو اختيار محمد ابن الفضل ومحمد بن مقاتل رحمهما الله، وعليه فتوى جماعة من المتأخرين. (الجوهرة النيّرة)

(٦)قوله: "والكفاءة في النكاح" معتبرة، لقوله عليه السلام: ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا
 من الأكفاء، كذا في "الهداية".

(٧) قوله: "معتبرة" قال في الفتاوى: يعتبر عند ابتداء النكاح، ولا يعتبر استمدادها بعد ذلك، حتى لو تزوجها وهو كُف، ثم صار فاجراً لا يفسخ النكاح، ثم الكفاءة إنما تعتبر لحق النساء لا لحق الرجال، فإن الشريف إذا تزوج دنيثة ليس لأولياءه حق الاعتراض، لأنه مستفرش لا مستفرش، والحسب كُف، النسيب حتى إن الفقيه يكون كُف، كلعلوى، لأن شرف العلم فوق شرف النسب، حتى إن العالم العجمى كُف، للعربي الجاهل، والعالم الفقير كُف، لغني الجاهل، وأما الكفاءة في العقل فاختلف فيها، وفي الفتاوى: أنها معتبرة في العقل، حتى إن المجنون لا يكون كُف، للعاقلة. (الجوهرة)

(٨) وفي نسخة: غير بغير باء.

تُعتَبَرُ في النَسَبِ والدينِ والـمَالِ (١)، وهُو أن يَكُونَ مَالِكًا للمَهرِ والنَفَقَة، وتُعتَبرُ في الصَنَائِع، وإذَا تَزَوَّ جَت الـمَرأة، ونَقَصَتْ مِن مَهرِ مِثلَهَا، فللأولِيَاءِ الاعترَاضُ عَلَيهَا عِندَ أبي حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ حَتّى يُتِم لَهَا مَهرَ مِثلِهَا (١)، أو يُفَرَّقَهَا (١)، وإذَا زَوَّجَ الأبُ ابنتَه الصَغيرة، ونَقصَ مِن مَهرِ مِثلِهَا، أو ابنَه الصَغير، وزَادَ في مَهر امرَأتِه جَازَ ذَلِكَ عَلَيهِ مَا (١)، ولا يَجُوزُ ذَلِكَ عَليهِ مَا النِكَاحُ إذَا سَمّى فيه مَهرًا، ويصح النِكَاحُ إذَا سَمّى فيه مَهرًا، ويصح النِكَاحُ (١) مَيْسَمّ فيه ذَلِكَ النِكَاحُ (١) وإن لَم يُسَمّ فيه

- (٩) ولا تكون هذه الفرقة إلا عند الحاكم.
- (١٠) دفعًا لضرر العار عن أنفسهم. (الجوهرة)
- (۱) قوله: "تعتبر في النسب [لأنه يقع به التفاخر. (الجوهرة)] والدين [أي الديانة (الجوهرة)] والمال . . . إلَخ " وقد ذكر السيد الحموى اعتبارها في بيتين، فقال :

إن الكفاءة في النكاح تكون في ست لها بيت بديع قد ضبط نسب وإسلام كذلك حرفة حرية وديانة مال فقط

وقال مالك وسفيان: لا تعتبر إلا في الدين، لقوله عليه السلام: «الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»، وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَكرَمكُمْ عِندَ اللهُ أَتقَاكُمُ ﴾، وفي قول لمالك: لا كفاءة أصلا، وفي قول: تعتبر في الدين والحرية والسلامة عن العيوب، وعند الشافعي وأحمد: معتبرة في الإسلام فقط، وعن أحمد: في النسب أيضًا، وفي وجه للشافعية: تعتبر في المال والسلامة عن العيوب، ولنا ماروى جابر رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء»، وما روى مالك وسفيان، فهو في أحكام الآخرة، وكلامنا في الدنيا. (الفتح والعيني)

- (٢) قوله: "الاعتراض عليها عند أبى حنيفة رحمه الله، حتى يتم لها مهر مثلها أو يفرقها" وقالا: ليس لهم ذلك، وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولى، وقد صح ذلك، وهذه شهادة صادقة عليه، لهما أن ما زاد على العشرة حقها، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية، ولأبى حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور، ويتعيّرون بنقصانها، فأشبه الكفاءة بخلاف الإبراء بعد التسمية، لأنه لا يتعيّر به، كذا في "الهداية".
- (٣) قوله: "أو يفرقها" ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضى، وما لم يقض القاضى بالفرقة فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث قائم، ثم إذا فرق القاضى بينهما إن كان بعد الدخول، فلها المسمى، وإن كان قبله، فلا شىء لها. (الجوهرة)
- (٤)قوله: "جاز . . . إلخ" قال في "الجوهرة النيّرة": هذا عند أبي حنيفة وزفر رحمه الله، وقال محمد وأبو يوسف: لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن فيه، ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما أصلا، وظن بعضهم أن الزيادة والنقصان لا يجوز، وأما أصل النكاح فيجوز، والأصح أن النكاح لا يجوز عندهما، والخلاف فيما إذا لم يعرف سوء اختيار الأب مجانة أو فسقًا، أما إذا عرف ذلك منه فالنكاح باطل إجماعًا، والذي يتغابن فيه في النكاح ما دون نصف المهر، كذا أفاد شيخنا موفق الدين رحمه الله، وقيل: ما دون العشرة.
- (٥) لأن النكاح عقد ازدواج، فيتم بالزوجين، وأما المهر فواجب شرعًا، فلم يتوقف على التسمية، وكذا

مهرًا، وأقل المهرِ عَشَرَةُ دَرَاهِم (١) فإن سَمّى أقل مِن عَشَرَة، فَلَهَا عَشَرَةٌ (١) ومَن سَمّى مَهراً عَشَرَة، فَلَهَا عَشَرَةٌ فَا اللهُ عَشَرَةً، فَما زَادَ فَعَلَيهِ المُسَمَّى إِن دَخَلَ بِهَا(١) ، أو مَاتَ عَنْهَا (١) ، فإن طَلَّقَهَا قَبلَ الدُخُولِ والخَلوَة، فَلَهَا نصفُ المُسَمَّى (٥) ، وإن تَزَوَّجَهَا ولَم يُسَمَّ لَهَا مَهراً، أو تَزَوَّجَهَا عَلَى أَن لا مَهرَ

يصح نفيه .

(۱) قوله: "وأقل المهر عشرة دراهم" أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد لا يوم القبض، وهذا عندنا، وقال مالك: مقدر بربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وقال إبراهيم النخعى: أقله أربعون درهمًا وعنه عشرون درهمًا، وكل واحد منهم قدره بنصاب السرقة.

وقال الشافعى وأحمد: ما جاز أن يكون ثمنًا جاز أن يكون مهرًا، لحديث جابر أنه عليه السلام قال: من أعطى في صداق امرأة مل عفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل، رواه أبو داود، ولما روى أن امرأة تزوجت بنعلين فأجازه عليه السلام، رواه الترمذى، ولما روى أن عبد الرحمن بن عوف لما جاء إلى رسول الله على وبه أثر صفرة فأخبره أنه تزوج، فقال رسول الله على السلام: أولم فأخبره أنه تزوج، فقال رسول الله عليه السلام: أولم ولو بشاة، رواه الجماعة. ولنا ما روى في حديث جابر: لامهر أقل من عشرة دراهم، دواه الدار القطنى والبيهقى والسهيلى من طرق، وعن على أنه قال: أقل ما يستحل به المرأة عشرة دراهم، ذكره البيهقى وأبو عمر بن عبد البر، وحديث أبى داود كان في المتعة وهو منسوخ، وحديث الترمذي محمول غلى المعجل، لأن عادتهم كانت بتعجيل بعض الصداق قبل الدخول، والنواة في حديث الجماعة خمسة دراهم عند الأكثر، وعند أحمد: ثلاثة دراهم، وهو يزيد على دينارين، فكيف يحتج به على جواز الفلس؟ وقيل: النواة نواة التمر على أنه على هذا التقدير محمول على تعجيل بعض الصداق، كما ذكرنا، هذا ما في "الحدادي" و "رمز الحقائق" للعيني.

أقول: وهذا الاختلاف بيننا وبين الشافعي مبنى على أن النكاح عقد مالى عنده، فيعتبر بالعقود المالية، فيكون تقدير المال فيه مفوضاً إلى رأى الزوجين، ولنا أن المهر مقدر شرعى، قال الله تعالى: ﴿قَدْ عَلْمَنَا مَا فَرَضَنَا عَلَيهم فِي أَزْوَاجِهِمُ وَمَا مَلَكَت أَيْمَانُهُم﴾، أى قد علم الله تعالى ما يجب فرضه على المؤمنين في الأزواج والإماء، كذا في "الكشاف"، وفي "التيسير" أي ما أوجبنا من المهور في أزواجهم ومن العوض في إماءهم.

فقوله: ﴿فَرَضْنَا﴾، خاص في التقدير الشرعي، لأنه أضاف الفرض وهو بمعنى التقدير إلى نفسه، فكان المهر مقدرًا شرعيًا بحيث لا يجوز النقصان عنه إلا أنه في تعيين المقدار مجمل، فالتحق السنة بيانًا له، وهي ما روى في حديث جابر: «لا مهر أقل من عشرة دراهم»، فصارت العشرة تقديرًا لازمًا، وما يقول الشافعي: لزم منه ترك الخاص من الكتاب بالقياس، فلا يصح، وفيه بحث لا يسعه هذا المقام −والله أعلم وهو الموفق للمرام-.

- (٢) قوله: "فلها عشرة" لقوله عليه السلام: "لا مهر أقل من عشرة دراهم" لا يقال: إنه يجب مهر المثل، كما إذا لم يسم المهر، قلنا: لأنها إذا رضيت بالخمسة فتكون أرضى بالعشرة، وإنما تجب العشرة، لأن البضع العشرة كأنها مذكورة، لأن ذكر ما لا يتجزآ كذكر كله، فأما إذا لم يذكر شيء أصلا يجب مهر المثل، لأن البضع لا يضيع شرعًا، فأوجبنا مهر المثل، لأنه تقدير شرعى. (الفاتح)
  - (٣) لأنه بالدخول يتحقّق تسليم المبدل، وبه يتأكّد البدل.
  - (٤) لأن بالموت ينتهي النكاح نهايته، والشيء بائتهاءه يتقرر ويتأكّد.
  - (٥) لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَد فَرَضتُم لَهُنَّ فَريضةً فَنِصفُ مَا فَرَضتُم ﴾ الآية.

لَهَا، فَلَهَا مَهِرُ (١) مثلها إَن دَحَلَ بِهَا، أو مَات عَنهَا (١) وإن طَلَقَهَا قبلَ الدُّحُول بِهَا والخَلوة، فلَهَا المُتعَةُ (١) وهِى قَلْنَ أَثُواب مِن كسوة مثلها (١) وهي درعٌ وخمارُ وملحقةٌ (٥) وإن تَزَوّجها السمسلمُ عَلَى خَمرٍ أو خنزيرٍ ، فالنكاحُ جَائزٌ (١) ولَهَا مَهرُ مثلها، وإن تَزَوّجها، ولَم يُسمّ لَهَا مَهرًا، ثُمّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسمية مَهرٍ ، فهُ وَلَهَا إن دَخلَ بِهَا، أو مَاتَ عَنهَا، وإن طَلقَهَا قبلَ الدُّحُول بِهَا والخَلوة ، فلَهَا السمتعة ألا وإن زَادَ في السمهر بعدَ العقد لزِمتْه الزِيادةُ إن دَخلَ بِهَا، أو مَات عَنهَا، وتَسقُطُ الزِيادةُ إن وَان زَادَ في السمهر بعدَ العقد لزِمتْه الزِيادةُ إن دَخلَ بِهَا، أو مَات عَنهَا، وتَسقُطُ الزِيادةُ أبالطَلاق (٨) قبلَ الدُخُول، فإن حَطّت مِن مَهرِهَا صَحَ الحَطّ (١) ، وإذَا خَلا الزَوجُ بِامرَأتِه، ولَيسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِن الوَط ع، ثُمّ طَلّقَهَا، فَلَهَا كَمَالُ مَهرِهَا في رَمَضَانَ، أو مُحرِمًا بِحَجّ، أو عُمرَة، أو كَانَتْ مَهرِهَا في رَمَضَانَ، أو مُحرِمًا بِحَجّ، أو عُمرَة، أو كَانَتْ مَهرِهَا في كَمَالُ مَهرِهَا في رَمَضَانَ، أو مُحرِمًا بِحَجّ، أو عُمرَة، أو كَانَتْ

<sup>(</sup>١) لأن المهر وجوبًا حق الشرع، كما مر في الحاشية.

<sup>(</sup>٢) وكذا إذا ماتت هي. (ج)

 <sup>(</sup>٣) قوله: "فلها المتعة" وهذه المتعة واجبة عندنا، وقال مالك والليث وابن أبي ليلي: مستحبة، لقوله تعالى: ﴿ وَمَتَعُوهُنَ ﴾، بصيغة الأمر، والأمر للوجوب. (العيني)

<sup>(</sup>٤) قوله: "من كسوة مثلها [المرأة]" إشارة إلى أنه يعتبر حالها، وهو قول الكرخي، والصحيح أنه يعتبر حاله، لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقِترِ قَدَرُهُ﴾، وقيل: يعتبر بحالهما، وعندالثلاثة: هي ما يقدره الحاكم، وعن أحمد: أدنى ما تجوز فيه الصلاة. (العيني والجوهرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "وهي درع [قميص] وخمار [أي ما تخمر به الرأس] وملحفة [ما تلحف به من قرنها إلى قدمها]" وهذا مروى عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما، ثم هي لا تزاد على نصف مهر المثل، ولا تنقص عن خمسة دراهم، ولا تجب إلا إذا حصلت الفرقة من جهة الزوج كالطلاق والإيلاء وغيرهما، وإن كانت الفرقة من جهة المرأة، فلا تجب كردتها وإباءها عن الإسلام، وخيار البلوغ وعدم الكفاءة وغيرها. (العيني)

<sup>(</sup>٦) لأن الخمر والخنزير ليسا بمانِعَين في الإسلام.

<sup>(</sup>٧)ولا يتنصّف، لأن هذا النكاح انعقد موجبًا لمهر المثل، وهو لا يتنصّف، فكذا ما وقع تعينًا له. (العيني والمستخلص)

<sup>(</sup>٨) لأن التنصيف يكون بالمهر الذي انعقد عليه النكاح.

<sup>(</sup>٩) لأن المهر حقها، والحطّ يلاقي حقها. (ج)

<sup>(</sup>١٠) قوله: "فلها كمال مهرها... إلخ" وهذا إذا كانت الخلوة صحيحة، أما إذا كانت فاسدة فإنها توجب العدة ولا توجب كمال المهر، وإنما وجبت العدة لأنهما متهمان في الوطء والعدة تجب للاحتياط، والخلوة الصحيحة أن تسلم نفسها، وليس هناك مانع لا من جهة الطبع، ولا من جهة الشرع، والفاسدة أن يكون هناك مانع إما طبعًا وإما شرعًا، فالطبع أن يكونا مريضين، أو أحدهما مريضًا لا يمكن معه الجماع، أو بها رتق، أو

حَائِضًا، فلَيسَتْ بِخَلَوة صَحِيحة، ولَو طَلَقَهَا، فيجبُ نصفُ المَهرِ، وإذَا حَلا المَجبُوبُ أَي بِالمَ أَتِه، ثُم طَلَقَهَا، فلَهَا كَمَالُ السَّمهِ (المَهرِ اللهِ عَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، ويُستَحَب المتعَةُ لكُلَّ مُطلَقَةَ إلا لمُطلَقة وَاحِدَة (المَهرِ اللهَ عَلَقَهَا قَبلَ الدُّخُولِ اللهُ عُولَ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى أَن يُزَوَّجَه الرَجُلُ أَختَه أو بنتَه ليكُونَ أَحَدُ العَقدَينِ عِوضًا عَن الأَخرِ، الرَجُلُ ابنتَه عَلَى أَن يُزَوَّجَه الرَجُلُ أَختَه أو بنتَه ليكُونَ أَحَدُ العَقدَينِ عِوضًا عَن الأَخرِ، فالعَقدَ ان جَائِزَان (الهُ ولكُل واحدة منهُ مَا مَهرُ مَثلِهَا، وإن تَزَوِّجَ حُر المَ أَوْ عَلَى خِد مَتِه فالعَقدَ ان جَائِزَان (الهُ ولكُل واحدة منهُ عَلَى مَن جهةَ الشرع أَن يكونا محرمين، أو أحدهما إحرام فرض أو تطوع، أو صائمين، أو أحدهما صوم فرض، وإما صوم التطوع، فهو غير مانع، أو كانت حائضا أو نفساء، واختلفت الرواية في صوم غير رمضان، فقال في الرواية الصحيحة: إن صوم التطوع وقضاء رمضان والكفارت والنفور لا يمنع الخلوة، لأن الضرر فيها بالفطر يسير، لأنه لا يلزمه إلا القضاء لاغير وليس كذلك رمضان، فإنه يجب به الكفارة، ولهذا سوّوا بين حج الفرض والنفل، لأن الكفارة تجب فيهما جميعًا، وفي رواية أخرى: أن نفل الصوم كفرضه، كذا في الجوهرة النيرة".

- (١) وهو مقطوع الذكر والخصيتين. (العيني)
- (٢) قوله: "فلها كمال لمهر . . . إلخ" وقالا: عليه نصف المهر ، لأنه أعجز من المريض -وفيه نصف المهر بخلاف العنين، لأن الحكم أدير على سلامة الآلة، ولأبي حنيفة أن المستحق عليها التسليم في حق السحق، وقدأتت به، كذا في "الهداية".
- (٣)قوله: "ويستحب المتعة [وهي درع وخمار وملحفة] لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة. . . إلخ "وهذا الكلام يدخل عليه المطلقة قبل الدخول، وقد سمى لها مهرًا، فإنه يستحب لها المتعة على قول هذا الكلام، وليس كذلك، فإنه لا يستحب لها ذلك، قال الإمام بدر الدين العيني: المطلقات أربع: ١ مطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا، فهذه تجب لها المتعة.
  - ٧- ومطلقة بعد الدخول وقد سمى لها مهرًا. فهذه المتعة لها مستحبّة.
  - ٣- ومطلقة بعد الدخول ولم يسم لها مهرًا، فيذه أضًّا المُعة لها مستحبة.
  - ٤- ومطلقة قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا. فهذه لا تجب لها متعة ولا تستحب.

قال الكرخى: المتعة الواجبة على قدر حال المرأة والمستحبا على قدر حال الرجل، وقال أبو بكر الرازى: المتعة على قدر حال الرجل ومهر المرأة على قدرها والنفقة على عدر حالهما، وهو الصحيح، كذا في "الجوهرة النيرة". والدليل على وجوب المتعة للأولى قوله تعالى: ﴿وَمَنعُو مُنَ ﴾ بصيغة الأمر، والأمر للوجوب، ودليل الاستحباب في حق غيرها قوله تعالى: ﴿وَلِلمُطلَقَات مَتَاءً" بِأَمعر ف حَقّا عَلَى الْمُتّقِينَ ﴾ أي وللمطلقات التي سمى لهن المهر متعة أيضًا بطريق الاستحباب حقًا على من كان ستقبًا، فلبس هذا بواجب، لكن من شروط التقوى التبرع بهذه تطيباً لقلوبهن، كذا في "المستخلص" و "الفتح".

- (٤) فالمتعة لها واجبة إلا إذا جاءت الفرقة من قبلها. (ج)
- (٥) قوله: "فالعقدان جائزان... إلخ" وقال الشافعى: بطل العقدان، لأنه جعل نصف البضع صداقًا والنصف منكوحة، ولااشتراك في هذا الباب، فبطل الإيجاب، ولنا أنه سمى ما لا يصلح صداقًا، فيصح العقد، ويجب مهر المثل، كما إذا سمى الخمر والخنزير، ولا شركة بدون الاستحقاق، كذا في "الهداية".

سَنَةً (١) أو عَلَى تَعلِيمِ القُراَنِ جَازَ، فَلَهَا مَهرُ مِثْلِهَا (٢) وإِن تَزَوَّجَ عَبدُ امرَأَةً حُرةً بِإِذِنِ مَولاهُ عَلى خِدمَتِه سَنَةً جَازَ (٢) ولَهَا خِدمَتُه (١) وإذَا اجتَمَعَ في الـمَجنُونَةِ أَبُوهَا وابنُهَا، فالوَلِيّ في نكاحها ابنُهَا (٥) عندَ أبي حَنيفَةَ وأبي يُوسُفَ رَحمَهُ مَا اللهُ .

وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: أَبُوها (١)، ولا يَجُوزُ نِكَاحُ العَبدِ والأَمَةِ (١) إلا بِإذَنِ مَولاهُمَا، وإذَا تَزَوَّجَ العَبدُ بِإذَنِ مَولاهُ، فالمَهرُ دَينٌ في رَقَبَتِه يُبَاعُ فِيهِ (١)، وإذَا زَوَّجَ المَولَى أَمَتَه،

(١) أي يخدم هو لها سنة .

(۲) قوله: "فلها مهر مثلها [عندالشيخين، وعند محمد: قيمة خدمته]" أما في الخدمة فلأن المسمى غير مال، وقال الله تعالى: ﴿وَأَحِلَ لَكُم ما وَرَاءَ ذلكُم أَن تَبتَغُوا بِأَمو الكُم ﴾ وهذا عند الشيخين، وقال محمد: تجب قيمة خدمته سنة، لأن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم، وقالت الثلاثة: تجب الخدمة، لأن ما يصلح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهراً عندهم لتحقق المعاوضة بذلك، كما إذا تزوجها بخدمة حر آخر أو على رعى الغنم. ولنا أن المشروع إنما هو بالمال، وخدمة الزوج الحر لا يستحقها المرأة بعقد النكاح لما فيه من قلب الموضوع بخلاف خدمة العبد، لأنه يخدمها بإذن مولاه، فصار كأنه يخدم المولى معنى، وهو ليس بزوج، والزوج لها عبد، وأما في تعليم القرآن، فلأن تعليم القرآن أيضاً ليس بجال، لأنه ذكر واجب.

وقال الشّافعي: لها تعليم القرآن، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، فقال عليه السلام: قد ملكتكها بما معك من القرآن؟ واه أبو داود وغيره.

قلنا: ليس فيه دلالة على أن القرآن جعله مهرًا، لأن الباء لا تدل على البدلية، ويمكن أن تكون للسببية، ولهذا لم يشترط أن يعلمها، وإنما معناه ببركة ما معك من القرآن، أو لأجل أنك من أهل القرآن، فكان كتزوج أبى طلحة على إسلامه، وهو لا يصلح صداقًا للبضع. (العيني والفتح والمستخلص وغيرها)

- (٣) لأن الخدمة منه مال لما فيه من تسليم رقبته بخلاف الحر.
  - (٤) سنة .
  - (٥) لأن الابن أولى العصبات. (الفاتح)
- (٦) لأن الأب كامل الرأى والشفقة، فيكون أولى. (الفاتح)
- (٧) قوله: "ولا يجوز نكاح العبد والأمة. . . إلخ" لقوله عليه السلام: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر»، رواه أبو داود والترمذي، والعاهر: الزاني، وعند الإمام مالك: يصح، والحجة عليه ما روينا، كما في "رمز الحقائق" وغيره.
- (٨) قوله: "يباع فيه" قيد بالإذن، لأنه لو تزوج بغير أمره لا يباع به، بل يطالب بعد الحرية كما إذا لزمه الدين بإقراره، ولو تزوج بإذنه، فالمهر دين في رقبته، لأن هذا الدين ظهر في حق المولى، فأشبه ديون الماذون له في التجارة، فيتعلق برقبته دفعًا للضور عنها، فلو طلبت زوجته المهر باعه سيده مرة واحدة، لأنه دين تعلق برقبته وقد ظهر في حق المولى، فيؤمر ببيعه، فإذا امتنع باعه القاضى بحضرته إلا إذا رضى أن يؤدى قدر ثمنه، ثم إذا بيع مرة ولم يف الشمن بالمهر لا يباع ثانيًا، بل يطالب بالباقى بعد العتق إلا إذا باعه منها، بخلاف النفقة حيث يباع بها مرة بعد أخرى، لأنها تجب ساعة فساعة، فلم يقع البيع بالجميع، ولو مات العبد سقط المهر، والنفقة إذا لم يترك

فَلَيسَ عَلَيهِ أَن يُبُوّلَ مَا الْبَيتًا لِلزَوجِ، ولَكِنّهَا تَخدِمُ المَولَى (١)، ويُقَالُ لِلزَوجِ: مَتَى ظَفَرتَ بِهَا وَطِئتَهَا، وإِن تَزَوَّجَ امرَأَة عَلَى أَلف درهَم (١) عَلَى أَن لا يُخرِجَهَا منَ البَلَد، أو عَلَى أَن لا يَتَزَوَّجَ عَلَيهَا امرَأَةً، فإن وَفَى بِالشَرط، فَلَهَا المُسمَّى (١)، وإن تَزَوَّجَ عَلَيهَا، أو أخرَجَهَا من البَلَد، فَلَهَا عَلَى مَه مُم مُثلِهَا (٥)، وإِن تَزَوَّجَهَا (١) عَلَى حَيُوان غَيرِ مَوصُوف (١) صَحّت التسميةُ، ولَهَا الوسَطُ منهُ، والزَّوجُ مُخير (١) فَلَهَا الْوسَطُ منهُ، والزَّوجُ مُخير (١)، فَلَهَا مَهُ مُعْلَى ثُوبِ غَيرِ مَوصُوف (١)، فَلَهَا مَه رُمِثلِهَا (١)، ونِكَاحُ المُتعَةِ والمُوقّت بَاطِلٌ (١١)، وتَزويجُ العَبدِ والأَمَةِ (١١)

- (٢) لأن حق المولى في الاستخدام باقي. (الجوهرة)
- (٣) معناه سمى لها مهراً أقل من مهر المثل. (الجوهرة)
  - (٤) لأنه صلح مهرًا، وقدتم رضاءها به.
- (٥) قوله: "فلها مهر مثلها" لأنها لم ترض بنقصان مهر المثل إلا بذلك الشرط المفيد في حقها، كذا في "المنافع".
- (٦) قوله: "وإن تزوجها على حيوان غير موصوف . . . إلخ " يعنى سمى جنس الحيوان دون وصفه بأن تزوجها على حمار، أو فرس، أو بقرة، أما إذا لم يسمّ الجنس بأن تزوجها على دابة لا تصح التسمية، ولها مهر المثل. الجوهرة)
  - (٧) بالجيادة والرداءة.
- (A) قوله: "والزوج مخير... إلخ" هذا لأن الحيوان لا يثبت في الذمة ثبوتًا صحيحًا بدلالة أن مستهلكه لا يلزمه مثله وإنما يلزمه قيمته، ثم الوسط من العبد قيمته أربعون دينارًا إذا لم يسم أبيض، فإن سمى أبيض، فقيمته خمسون دينارًا، ثم الجيد عند أبى حنيفة الرومي والوسط السندي والردىء الهندي، وعندهما الجيد التركي، والوسط العسقلاني والردىء الهندى، ثم عند أبى حنيفة الجيد قيمته خمسون والوسط أربعون والردىء ثلاثون، وأما عندهما فالمعتبر على قدر الغلاء والرخص في البلدان قال في "المصفى"، وقولهما: هو الصحيح، كذا في "الجوهرة".
- (٩) قوله: "ولو تزوجها على ثوب غير موصوف. . . إلخ" معناه أنه ذكر الثوب ولم يذكر نوعًا، ووجهه أن هذه جهالة الجنس، لأن الثياب أجناس من القطن والكتان وغيرهما، ولوسمى جنسًا بأن قال: هروى مثلا، تصح التسمية . (الجوهرة النيّرة)
  - (١٠) لأن الثوب مجهول الصفة، فلم تصح التسمية، فرجع إلى مهر المثل. (ج)

كسبًا. (العيني والفتح)

<sup>(</sup>۱) قوله: "أن يبوئها" صورة التبوئة أن يخلى بينه وبينها في منزل الزوج ولا يستخدمها، فإن فعل ذلك فعلى الزوج النفقة، وإن لم يفعل فلا نفقة لها، وإذا بواها ثم بدا له أن يستخدمها، فله ذلك وتسقط النفقة، فإن عاد فبواها عادت النفقة. (الجوهرة)

# بِغَيرِ إِذِن مَولاهُمَا مَوقُوفٌ، فإِن أَجَازَه المَولَى جَازَ، وإِن رَدّه بَطَلَ، وكَذَلِكَ إِن زَوّجَ رَجُلٌ امرَأةً بِغَيرِ رِضَاهَ الْأَنْ عُرَادً الْعَمّ (١) أَن يُزَوّجَ بِنتَ عَمّه مِن نَفسِه،

(۱۱) قوله: "ونكاح المتعة والموقت باطل" صورة المتعة أن يقول لامرأته: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال، أو قال: متعينى نفسك بكذا من الدراهم مدة كذا، فتقول: متعتك نفسى، ولا بد من لفظ التمتع فيه، وهى حرام عندنا، واشتهر عن ابن عباس تحليلها، وإليه ذهبت الشيعة، وخالفوا عليًا رضى الله عنه وأكثر أصحابه، والحجة عليهم ما روى أنه عليه السلام حرمها يوم خيبر من رواية على بن أبى طالب، متفق عليه، وروى أنه عليه السلام حرمها يوم فتبت نسخه، وروى عن ابن عباس أنه أمسك عن الفتوى بها، قال المحقق أبو الطيب السندى فى شرح الترمذى: إنه كان جائزًا فى صدر الإسلام للمضطر كأكل الميتة ثم حرم.

قال المازرى: نكاح المتعة كان جائزاً ثم نسخ بالأحاديث الصحيحة، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الوارده في ذلك، وقد ثبت نسخها، فلا دلالة لهم فيها، وقد أطنب في هذا الباب في "شرح مسلم"، فمن أراد ذلك فليراجع.

وقال الطببى: قال الشيخ محى الدين: والصحيح المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو عام أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبداً إلى يوم القيامة -انتهى- وما اشتهر أنه جائز عند مالك غلط صريح، لأن الإمام مالك صرح بحرمته في موطئه" -والله أعلم-. وقال الحافظ ابن حجر: لا يصح هذا الحديث أى المحلل المتعة عن ابن عباس، فإنه من رواية موسى بن عبيدة وهو ضعيف جداً، ذكره في تخريج الهداية، فإن قلت: ما روى في الصحيحين عن ابن مسعود: كنا نغزو مع رسول الله عليف ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصى، فنهانا، ثم رخص لئا أن نستمتع، وكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل، الحديث يدل على إباحته عنده. قلت: نعم، إنه ذهب إلى إباحته قبل اطلاعه على نسخه، فلما اطلع عليه رجع عنه، ويظهر ثبوت النسخ عنده من حديث رواه محمد في "الآثار".

قال محمد: أنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود في متعة النساء كانت رخصة لأصحاب محمد عن غزاة لهم شكوا إليه فيها العزوبة، ثم نسختها آية النكاح والميراث والصداق - والله أعلم-.

وصورة الموقت أن يتزوجها بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهرًا، كذا في "الجوهرة"، وقال في "رمز الحقائق": هو أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة طويلة أو قصيرة.

وقال زفر: يصح النكاح ويلزم، ويبطل اشتراط المدة، لأنه أتى بالنكاح والشرط، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، ولنا أن مقاصد النكاح لا تحصل بالوقت، فكان من شرطه التأبيد، ولأنه متعة معنى، والعبرة للمعانى، وعن أبى حنيفة: أن ذكر مدة لا يعيش مثلهما إليها صح النكاح، لأنه في معنى المؤبد -انتهى-.

(١٢) قوله: "وتزويج العبد والأمة [ذكر ههنا التزويج، وفيما قبله التزوّج، فليس بتكرار]. . . إلخ" اعلم أن هذا ليس بتكرار لقوله: لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما، لأن المراد من الأول بأن باشرا العقد بأنفسهما، وههنا زوجهما الفضولي، فلا يكون تكرارًا. (الجوهرة النيّرة)

(١) قوله: "وكذلك إن زوج رجل امرأة. . . إلخ" لأن الأهلية والمحلية وركن التصرف والفائدة قد وجدت، إلا أن الرضا غير موجود فينعقد، ولا ينعقد إلا برضاهما، كذا في "المنافع"، والأصل عندنا أن كل عقد صدر من الفضولي، وله مجيز العقد موقوفًا على الإجازة.

وقال الشافعي: تصرفات الفضولي كلها باطلة، لأن العقد وضع لحكمه، والفضولي لا يقدر على إثبات الحكم فتلغو. ولنا أن ركن التصرف صدر من أهله مضافًا إلى محله، ولا ضرر في انعقاده، فينعقد موقوفًا، حتى

وإذَا أَذِنَت السَمَرأَةُ لِلرَجُلِ أَن يُزَوّجَهَا مِن نَفسِه، فَعَقَدَ بِحَضرَةِ شَاهِدَينِ (١) جَازَ (٢) وإذَا فَرَنت السَمَهِ لَللَمسَرأةِ صَحَّ ضَمَانُه (٢) ، وللسَمسَرأة الخيارُ في مُطالَبة زَوجِهَا أو وَليّهَا، وإذَا فَرّقَ القَاضِي بَينَ الزَوجَينِ في النِكَاحِ الفَاسِد قَبلَ الدُّخُولِ، فلا مَهرَ لَهَا (١) ، وكذَ لكَ بَعدَ الخَلوة (٥) ، وإذَا دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهرُ مِثْلِهَا، ولا يُزَادُ عَلَى المُسَمّى (٢) ، وعَلَيهَا العِد وَ (٧) ،

إذا رأى المصلحة فيه ينفذه، وقد يتراخى حكم العقد عن العقد، كما في البيع بشرط الخيار، فإن لزومه يتراخى إلى سقوط الخيار، كما في "الهداية" مع نبذة من "العناية".

(٢) ويجوز لابن العم . . . إلخ "أى للولى إذا كان منحصرًا فيه سواء كان ابن عم أو غيره أن يتولى الطرفين سواء زوج لنفسه أو لغيره ، كما إذا زوجها من ابن أخ له ، ولا بد أن يكون البنت صغيرة ، حتى يظهر التولى من الجانبين إذ لو لم تكن صغيره يكون من قبلها ، إذا لم يكن برضاها كالفضولي ، فيتوقف على الرضا .

(١) تذكرة لما تقدم، ولا حاجة إلى ذكره.

(٢) قوله: "جاز . . . إلخ "وقال زفر والشافعى: لا يجوز ، لهما أن الواحد لا يتصورأن يكون مملكًا ومتملكًا كما فى البيع ، لأن الشافعى يقول: فى المولى ضرورة ، لأنه لا يتولاه سواه ، ولا ضرورة فى الوكيل ، ولنا أن الوكيل فى النكاح معبر وسفير ، والتمانع فى الحقوق دون التعبير ، ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع ، لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه ، وإذا تولى الوكيل فى النكاح طرفيه ، فقوله : زوجت ، يتضمن الشطرين أى الإيجاب والقبول ، ولا يحتاج إلى القبول ، كذا فى "الهداية" .

(٣) قوله: "صح ضمانه أى الولى" صورته أنه زوج ابنه الصغير امرأة، ثم ضمن عنه مهرها صح هذا الضمان، لأنه سفير، وليس بمباشر بخلاف ما إذا اشترى له شيئًا ثم ضمن عنه الثمن للبائع لا يجوز، لأنه أصيل فيه، فيلزم الثمن ضمن أو لم يضمن، ولها أن تطالب الولى، فإن ادى من مال نفسه، فله أن يرجع من مال الصغير إن أشهد أنه يؤديه ليرجع عليه، وإلا فهو متطوع، وليس لها أن تطالب الزوج ما لم يبلغ، فإذا بلغ تطالب أيهما شاءت، وكذا لو زوج بنته الكبيرة وهى بكر، أو مجنونة رجلا وضمن عنه مهرها صح ضمانه كما ذكرنا، ثم هى بالخيار، إن شاءت طالبت زوجها أو وليها إن كانت أهلا لذلك، ويرجع الولى بعد الأداء على الزوج إن ضمن بأمره، كذا في "رمز الحقائق".

(٤)قوله: "فلا مهر لها" لأن المهر لا يجب فيه بمجرد العقد، وإنما يجب باستيفاء منافعه. (الجوهرة النيّرة)

(٥) قولة: "وكذلك بعد الخلوة" يعنى أن المهر لا يجب فيه بالخلوة، وكذا لو لمسها، أو قبلها، أو جامعَها في الدبر، لأن الخلوة غير صحيحة كالخلوة بالحائض، وهو معنى قول المشايخ: الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح. (الجوهرة النيّرة)

(٦) قوله: "ولا يزاد على المسمى" هذا إذا كان ثمه مسمى، أما إذا لم يكن فوجب مهر المثل بالغًا ما بلغ، ويعتبر في الجماع: الجماع في القبل، حتى يصير مستوفيًا للمعقود عليه، كذا في "النهاية". (الجوهرة)

(٧) قوله: "وعليها العدة" لأنه وطء أوجب كمال المهر ويعتبر ابتداءها من وقت التفريق أو عند عدم الوطء
 على ترك وطءها لا من آخر الوطئات هو الصحيح وقال زفر: هومن آخروطئة وطئها، كذا في "الجوهرة النيرة".

وَيَثبتُ نسبُ وَلَد هَا مِنهُ (۱) وَمَهرُ مِثلِهَ (۱) يُعتَبرُ بأخواتها وعَمّاتها وبنَاتِ عَمّها، ولا يُعتَبرُ بأمها وخالَتها إذا لَم تَكُونَا مِن قَبِيلَتها، ويُعتَبرُ في مَهرِ المثلِ أن يَتَسَاوَى المَراتَانِ في السِن بأمها وخالَتها إذا لَم تَكُونَا مِن قَبِيلَتها، ويُعتَبرُ في مَهرِ المثلِ أن يَتَسَاوَى المَراتَانِ في السِن والجَمالِ والعَقلِ والدينِ والبَلَد والعَصرِ (۱) ، ويَجُوزُ تَزويجُ الأَمَة (۱) مُسلَمةً كَانَتْ أو كتابيّة، ولا يَجُوزُ أن يَتَزوج أَمَةً عَلَى حُرة (۱) ، ويَجُوزُ تَزويجُ الحُرّةِ عَلَيها (۱) ، ولِلحُرّ أن يَتزوج أَمَةً عَلى حُرة (۱) ، ويَجُوزُ تَزويجُ الحُرّة عَلَيها (۱) ، ولِلحُرّ أن يَتزوج أن يَتزوج ألفَ أن يَتزوج ألفَ أن يَتزوج ألفَ العَبدُ أيما المنات المَراسُ والإماء ، وليسَ له أن يَتزوج أكثرَ مِن ذَلِك (۱) ، ولا يَتزوج رابعة حتى الأربع طَلاقًا بائنًا (۱) لَم يَجُز لَه أن يَتزوج رَابِعَة حَتّى تَنقَضى عدّ تُهَا (۱) ، وإذَا زُوج الأمَة مَولاهَا، ثُمّ أعتقت ، فلَهَا الخيارُ (۱) حُرًا كَانَ زَوجُها أو عَبدًا ،

<sup>(</sup>١)قوله: "ويثبت نسب ولدها منه" لأن النسب يحتاط في أثباته أحياء للولد، ويعتبر ابتداء مدة الحمل من وقت العقد عندهما، وقال محمد: من وقت الدخول، وهو الصحيح، وعليه الفتوي، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>٢) قوله: "ومهر مثلها يعتبر . . . إلخ" لأن المرأة تنسب إلى قبيل أبيها وتشرف بهم، فإن كانت الأم من قبيلة أبيها بأن كانت بنت عم أبيها فحينتذ يعتبر بمهرها . (الجوهرة)

<sup>(</sup>٣) والبكارة والثيوبة. (ج)

<sup>(</sup>٤) قوله: "ويجوز تزويج الأمة. . . إلخ "لأن وطء الأمة الكتابية لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَت أَيْمَانُكُم﴾ فيجوز نكاحها أيضًا، ولحاق الشافعي إياها بالمجوسية في عدم الجواز لا يصح، لأن النكاح شرع وسيلة إلى الوطء، والوطء هناك حرام، وهنا بخلافه . (الفاتح)

<sup>(</sup>٥) قوله: "ولا يجوزأن يتزوج أمة على حرة" لقوله عليه السلام: «لا تنكح الأمة على الحرة»، لأنه عار للحرة، كذا في "الهداية" وغيرها.

<sup>(</sup>٦)قوله: "ويجوز تزويج الحرة عليها" لقوله عليه السلام: «وتنكح الحرة على الأمة» ولأنه لا عار على الأمة، كذا في "الهداية" وغيرها.

<sup>(</sup>٧) قوله: "وللحر أن يتزوج أربعًا. . . إلخ" لقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرَبَّاعَ ﴾ وقال الشافعي: لا يجوز من الإماء إلا واحدة، لأن جوازه ضروري، وقد اندفعت الضرورة بواحدة، والحجة عليه ما تلونا، كذا في "رمز الحقائق" للعيني.

<sup>(</sup>٨) وعليه إجماع الأمة.

 <sup>(</sup>٩) قوله: "ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين" لأن الرق أنصف للنعمة، وهو قول عمر وعلى وعبد الرحمن
 ابن عوف وجمهور التابعين منهم إمامنا الأعظم أبو حنيفة الكوفي رحمه الله.

<sup>(</sup>١٠) وفي الرجعي بالطريق الأولى.

<sup>(</sup>١١) لأنها في حكم النكاح ما لم تنقضي العدة.

<sup>(</sup>١٢) قوله: "فلها الخيار [والتفصيل في الكتب الأصولية وفي شروح الأحاديث]" وخيارها في المجلس

وكذ لك المُكاتبة أن وإن تَزَوّجَت أمّة بِغير إذن مَولاهَا، ثُمّ أعتقت مصح النكاح (٢) ولا خيار لَهَا، ومن تَزَوّجَ امر أتين في عقدة وَاحِدة إحداهُ ما لا يَحلُ لَه نِكَاحُها (٢) مصح نِكاحُ الله التي يَحلُ لَه نِكَاحُها وبَطَلَ نِكَاحُ الأَحرَى، وإذا كَانَ بِالزَوجَة عَيبٌ، فلا خيار لِزَوجِها (٤) وإذا كَانَ بِالزَوجة عَيبٌ، فلا خيار لِزَوجها وأن وإذا كَانَ بِالزَوجة عَيبٌ الله حَنيفة وأبى يُوسُف رَحمَهُ مَا الله (٥) عند أبى حَنيفة وأبى يُوسُف رَحمَهُ مَا الله (١) .

وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: لَهَا الخِيَارُ (٧) وإذَا كَانَ الزَوجُ عِنِّينًا (^) أَجَّلَهُ الْحَاكِمُ (١٠) حَولا (١٠) في هَذِهِ الْمُدَّةِ، فلا خِيَارَكَهَا، وإلا فَرَّقَ بَينَهُمَا إن طَلَبَت (١٢) المَرَأَةُ ذَلِكَ (١٣)،

الذي تعلم فيه بالعتق، وتعلم بأن لها الخيار، فإن علمت بالعتق، ولم تعلم بالخيار في ذلك المجلس، بل في مجلس آخر، فلها الخيار في ذلك المجلس، وهو فرقة بغير طلاق، ويبطل خيارها بالقيام عن المجلس بخيار مخيرة، كذا في "الجوهرة".

- (١)قوله: "وكذلك المكاتبة" يعني إذا تزوجها بإذن مولاها، ثم أعتقت فلها الخيار. (الجوهرة)
- (۲) قوله: "صح النكاح" لأنها من أهل العبارة وامتناع النفوذ لحق المولى، وقد زال، ولا خيار لها؛ لأن
   النفوذ بعده، فلا تتحقق زيادة الملك، كما إذا زوجت أنفسها بعد العتق، كذا في "الهداية".
  - (٣) لأن المبطل في إحداهما.
- (٤) قوله: "فلا خيار لزوجها [وفي نسخة: للزوج]" لأن المستحق بالعقد هو الوطء، والعيب لا يفوته، بل يوجب فيه خللا، وفواته بالموت لا يوجب الفسخ، فالعيب أولى، كذا في "منح الغفار".
  - (٥) لأن في الخيار إبطال حق الزوج.
  - (٦) لإمكان تحصيل مقاصد النكاح معها. (الفاتح)
    - (٧)دفعًا للضرر. (ج)
  - (٨) قوله: "عنينًا" وهو في الشرع: من لا يصل إلى النساء يعني لا يقدر على جماعهن.
    - (٩) هكذا روى عن عمر وعلى وابن مسعود.
- (١٠) قوله: "حولا" أي سنة قمرية، وهو الصحيح، وهو ثلاث مائة وأربعة وخمسون يومًا، اؤل السنة من حين يترافعان على ما قيل. (الجوهرة)
  - (۱۱) حصل مرادها.
  - (١٢) لأنه حقها، فلا بد من طلبها.
  - (١٣) هذا إذا لم تكن رتقاء، أما إذا كانت رتقاء فلا خيار لها. (الجوهرة)

والفُرقةُ تَطلِيقةٌ بَائِنةٌ (١) ولَهَا كَمَالُ السَهِ إِذَا كَانَ (٢) قَد خَلا بِهَا (٣) وإن كَانَ مَجبُوبًا (١) فَرَقَ القَاضِي بَينَهُ مَا في الحَالِ ولَم يُؤجّله (٥) والحَصِي (٢) يُؤجّل (٧) كَمَا يُؤجّلُ العِنينَ، وإذَا أسلَمَت السَمَر أَةُ وزَوجُهَا كَافرٌ ، عَرَضَ عَلَيهِ القَاضِي الإسلامَ، فإن أسلَمَ فهي امرَ أَتُه، وإن أسلَم فهي امرَ أَتُه، وإن أبَى عَن الإسلام (٨) فَرق بَينَهُ مَا (١) وكَانَ ذَلِكَ طَلاقًا بائنًا عِندَ أبي حَنيفَةَ ومُحمّد رَحِمَهُ مَا اللهُ (١٠) . وقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ: وهُو الفُرقةُ بِغيرِ طَلاق (١١) ، وإن أسلَمَ الزَوجُ وتَحتَه مَجُوسِيّةٌ عُرِضَ عَلَيهَ الإسلامُ، فإن أسلَمَ مَا المَاسَلَ عَن المَاسَلَمُ الزَوجُ وتَحتَه مَجُوسِيّةٌ عُرِضَ عَلَيهَ الإسلامُ، فإن أسلَمَ الزَوجُ وتَحتَه مَجُوسِيّةٌ عُرِضَ عَلَيهَ الإسلامُ، فإن أسلَمَ مَا المَاسَلُ مَا يَن أَلَهُ وإن أَبت، فَرق القَاضِي بَينَهُ مَا،

- (٢) لأن عمر رضى الله عنه كان يحكم بأخذ الصداق كاملا. (الجوهرة)
  - (٣) لأن خلوة العنين صحيحة ، تجب بها العدة . (الجوهرة)
    - (٤) وهو من قطع آلته.
- (٥) قوله: "ولم يؤجله [لأنه لا فائدة في انتظاره. (ج)]" لأن العنين إنما أجل سنة ليعرف أن عجزه من خلقة، أو من آفة عارضة، حتى يزول بمضى الفصول الأبعة، فلا فائدة في تأجيل المجبوب.
  - (٦) وهو الذي أخرجت أنثياه، وبقى ذكره، فهو والعنين سواء. (ج)
    - (٧) لأن الوطء مرجوّ منه. (ج)
- (٨) قوله: "وإن أبى عن الإسلام فرق بينهما" لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فرق بين نصراني ونصرانية بإباءه عن الإسلام، رواه الطحاوي وأبو بكر بن العربي في العارضة أي شرح الترمذي، وظهر حكمهم بينهمم، ولم ينقل أيضًا خلافه، فكان إجماعًا. (العيني والفتح)
- (٩) قوله: "فرق بينهما" وقال الشافعي: إن أسلمت قبل الدخول بانت منه في الحال، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء عدتها، فإن لم يسلم حتى انقضت عدتها وقعت الفرقة بينهما، ولنا ما روى أن رجلا من بنى تغلب أسلمت امرأته وهي نصرانية، فرفعت إلى عمر بن الخطاب، فقال له عمر: أسلم وإلا فرقت بينكما، فأبى، ففرق بينهماو عن ابن عباس مثل ذلك، ولم ينقل عن أحد منهم اعتبار العدة، وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير، كذا قال العلامة الأقطع في "شرح هذا المختصر".
  - (١٠) هذا إذا كانا في دار الإسلام. (ج)
- (١١) قوله: "وهو الفرقة بغير طلاق" وجه قوله: "إن الفرقة بسبب يشترك فيه الزوجان، فلا يكون طلاقًا كالفرقة بسبب الملك، ولهما أن بالإباء امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام، فينوب القاضى منابها، كذا في القاضى منابها، كذا في المعروب القاضى منابها، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>١) قوله: "والفرقة [لأن فعل القاضى أضيف إلى فعل الزوج، فكأنه طلقها] تطليقة بائنة "لأن فعل القاضى كان سببه من جهة الزوج، فكانت طلاقًا، وإنما كانت بائنة، لأنها لوكانت رجعية لرجعها، واحتاج الحاكم إلى التفريق ثانيًا. (الفاتح)

ولَم تَكُنِ الفُرقةُ طَلاقًا(۱) فإن كَانَ قَد دَخَلَ بها، فلَهَا كَمَالُ المَهرِ، وإن لَم يَكُنْ دَخَلَ بها، فلا مَهرَ لَهَا(۱) ، وإذَا أسلَمَت المَرأةُ في دَارِ الحَربِ لَم تَقَع الفُرقةُ عَلَيهَا حَتّى تَحِيضَ ثَلاثَ حِيضٍ (۱) ، فإذَا حَاضَت بَانَت مِن زَوجِهَا، وإذَا أسلَم زَوجُ الكِتَابِيّةِ، فهُمَا عَلَى نَكَاحِهِمَا(۱) ، وإذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَوجَينِ إلَينَا مِن دَارِ الحَربِ مُسلِمًا وَقَعَت البَينُونَةُ بَينَهُمَا (۱) وإن سُبِي أَحَدُ هُمَا (۱) وإذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَوجَينِ إلَينَا مِن دَارِ الحَربِ مُسلِمًا وَقَعَت البَينُونَةُ بَينَهُمَا (۱) وإن سُبِي أَحَدُ هُمَا اللهَ وَلَا عَدَهُ عَلَيهَا عِندَ أَبِي عَنهُمَا اللهُ وإن سُبِيا مَعًا لَم تَقَعِ البَينُونَةُ (۱) ، وإذَا خَرَجَت المَينُونَةُ أَلِينَا مُهَا جَرَةً (١ عَالَ اللهُ اللهُ

- (٣) قوله: "لم تقع الفرقة عليها حتى تحيض. . . إلخ" وهذا لأن الإسلام ليس سببًا للفرقة، والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية أى ولاية الإمام، ولا بد من الفرقة رفعًا للفساد، فأقمنا شرطها، وهو مضى الحيض مقام السبب، وهو تفريق القاضى عند إباء الزوج الإسلام. (العينى والهداية)
- (٤) قوله: "فهما على نكاحهما" لأنه يصح التزوج بينهما ابتداء، فالبقاء أولى، لأنه أسهل منه، كما قاله المحقق العلام بدر الدين العيني في "رمز الحقائق".
- (٥) قوله: "وقعت البينونة بينهما" لأنه لا قائدة في إبقاء النكاح لانقطاع مقاصده وتعذر الانتفاع به . (الفاتح)
  - (٦) وأتى إلى دار الإسلام. (ج)
    - (٧) لتباين الدارين.
  - (٨) لأنه لم يختلف بهما دين ولا دار . (الجوهرة)
    - (٩) أراد بها مسلمة أو قابلة عقد الذمة. (الفاتح)

<sup>(</sup>١) قوله: "ولم تكن الفرقة طلاقًا" لأن الفرقة جاءت من قبلها، والمرأة ليست بأهل للطلاق بخلاف المسألة التي قبلها، فإن الفرقة هناك من جهة الرجل، وهو من أهل الطلاق، كذا في "الجوهرة النيرة"-

<sup>(</sup>٢) قوله: "فلا مهر لها" لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول، فصارت مانعة لنفسها كالمطاوعة لابن زوجها قبل الدخول، قال الخجندى: إباء الإسلام وردة أحد الزوجين إذا حصل من المرأة فهو فسخ إجماعًا، وإن كان من جهته فهو فسخ أيضًا عند أبى يوسف في كليهما، وفي قول محمد: كلاهما طلاق، وفي قول أبى حنيفة: الردة فسخ وإباء الزوج عن الإسلام طلاق. (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>١٠) قوله: "ولاعدة عليها [إذا لم تكن حاملا] عند أبى حنيفة" وعندهما: تلزمها العدة، لأن الفرقة وقعت بعد الدخول في دار الإسلام، فيلزمها حكم الإسلام، ولأبى حنيفة قوله تعالى: ﴿وَلاجُنَاحَ عَلَيكُم أَن تَنكِحُوهُنّ﴾ حيث أباح نكاح المهاجرات مطلقًا، فتقييده بما بعد العدة زيادة على النص، وهي نسخ، ولأن وجوب العدة باعتبار حق الزوج، ولا حق للكافر. (الفاتح والعيني والفتح)

الإسلام وقَعَت البَينُونَةُ بَينَهُمَا، وكَانَت الفُرقَةُ بَينَهُمَا بِغَيرِ طَلاق (١)، فإن كَانَ الزَوجُ هُوَ السَمُرتَد وقَد دَحَلَ بِهَا، فَلَهَا نِصفُ المَهر (٣)، وإن لَم يَد خُل بِهَا، فَلَهَا نِصفُ المَهر (٣)، وإن كَانَت قبلَ الدُّخُولِ فَلا مَهرَ لَهَا (١)، وإن كَانَت الرِدّةُ بَعلا كَانَت السَمُراةُ هِي السَمُرتَد أَهُ فإن كَانَت قبلَ الدُّخُولِ فَلا مَهرَ لَهَا (١)، وإن كَانَت الرِدّةُ بَعلا الدُّخُولِ فَلا مَهرَ لَهَا السَمَهر (١)، ولا يَجُوزُ أن الدُّخُولِ فَلهَا السَمُونَد أنه لا يَكَاحِهما (١)، ولا يَجُوزُ أن يَتَزَوّجُ السَمُرتَد أنه لا يَتَزَوّجُهَا مُسلمٌ ولا يَتَزَوّجُ (١) المُرتَد أنه لا يَتَزَوّجُهَا مُسلمٌ ولا يَتَرَوّجُ (١) المُرتَد أنه لا يَتَزَوّجُهَا مُسلمٌ ولا اللهُ ولا يُحَوِيلُ اللهُ اللهُ ولا يُحَلِيلُ (١) المُرتَد أنهُ لا يَتَزَوّجُهَا مُسلمٌ ولا يَحْوَلُ فَلَا اللهُ ولا يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولا يَعْلَمُ اللهُ ولا يَتَنْ ولا كَافِرَةً وكَذَالِكُ (١) المُرتَد أنهُ لا يَتَوْلَ اللهُ اللهُ

(١١) وهو الصحيح، كذا في "مجمع الأنهر".

(١) قوله: "وكانت الفرقة بينهما [العياذ بالله] بغير طلاق" هذا عند الشيخين، وعند محمد: إن كانت الردة من الزوج فهى فرقة بطلاق، ويشترط أن يكون صاحبًا، فإن إسلام السكران وإن صح، لكن لا يصح ارتداده، ولا تبين امرأته بذلك، ذكره فخر الإسلام في أصوله.

وفى "الفصول العمادية": قال الفقيه أبو القاسم الصفار والفقيه أبو جعفر وبعض أئمة سمرقند: إن ردة المرأة لا يوجب البينونة لنقصان عقلها، فربما أرادت التخلص عن الزوج والوصول إلى غيره، فلا يقضى بالفرقة حسمًا لهذا الباب عليها، وعامة مشايخ بخارا وسمرقند وبعض مشايخ بلخ أفتوا بالفرقة بردتها، قالوا: هي منافية للنكاح، والحسم تحصل بالجبر على النكاح بالزوج الأول، فلا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنافى، وإن كانت الردة من جانب الزوج لا تجبر المرأة على التزوج به إذا أسلم.

وفى "القنية": قال الإمام قاضى خان: إذا أظهرت المرأة كلمة الكفر فرارًا عن الزوج وتخلصًا عنه تجبر على الإسلام، وتعزر خمسة وسبعين سوطًا، وليس لها إلا الزوج الأول، ذكره الفاضل البرجندي، وهكذا في "الملتقط": وقال في "المصفى": يجدد العقد بمهر يسير رضيت، أو أبت يعني أنها تجبر على تجديد النكاح، كذا في "الجوهرة النيّرة".

- (٢) لأنه قد استقرّ بالدخول. (ج)
- (٣) لأنها منعت بعضها بالارتداد، فصارت كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض. (الجوهرة)
  - (٤) لأنها فرقة حصلت منه قبل الدخول، فصارت كالطلاق. (الجوهرة)
    - (٥) لأنه قد استقر بالدخول، ولا نفقة لها؛ لأن الفرقة من قبلها. (ج)
- (٦) قوله: "فهما على نكاحهما" استحسانًا، وفي القياس تقع الفرقة بينهما وهو قول زفر، لأن ردّة أحدهما منافية، فردتهما بالأولى، لأن في ردتهما ردة أحدهما، ووجه الاستحسان أن بني حنيفة ارتدوا، ثم أسلموا ولم تامرهم الصحابة بتجديد الأنكحة وكان هذا في خلافة أبي بكر رضى الله عنه، قإن قيل: إن ارتدادهم ما وقع جملة بالإجماع فكيف يستقيم الاستدلال به؟

قلنا: عند جهالة التاريخ يجعل في حكم كأنه وجد جملة، أي ارتدادهم وإسلامهم وقع معالجهالة التاريخ، فترك القياس لإجماع الصحابة. (العيني والمستخلص والفتح كلها على "الكنز الدقائق")

 (٧) قوله: "ولا يجوز . . . إلخ" وذلك لأن الردة تؤثر في زوال الأملاك، فلا يفيد الملك مع وجودها كالموت، ولأن الردة تمنع بقاء النكاح، وحال الابتداء آكد من البقاء، فلأن تمنع ابتداء النكاح أولى، كذا قال العلامة الأقطع . كَافِرٌولا مُرتَد، وإذَا كَانَ أَحَدُ الزَوجَينِ مُسلِمًا، فَالوَلَدُ عَلَى دِينِه (۱)، وكَذَلِكَ إن أسلَمَ أَحَدُهُمَا ولَه وَلَدٌ صَغِيرٌ، صَارَ وَلَدُه مُسلمًا بإسلامه (۲)،

وإن كَانَ أَحَدُ الْأَبُوينِ كِتَابِيّا، والآخَرُ مَجُوسيًا، فالوَلَدُ (٢) كِتابيٌ، وإذَا تَزَوَّجَ الكَافِرُ بِغَيرِ شُهُودٍ، أو في عِدَّة كَافِرٍ، وذَلِكَ (٤) في دينهِ م جَائِزٌ، ثُمَّ أَسلَمَا أَقَرَّا عَلَيه (٥) ، وإن تَزَوَّجَ الكَافِرُ اللهَ جُوسِيَّ أَمَه أو ابنتَه، ثُمَّ أَسلَمَا فَرَّقَ بَينَهُمَا (٢) ، وإن كَانَ لِلرَجُلِ امرَ أَتَانِ حُرِّتانِ ، فَعَلَيهِ أَن لَمَجُوسِيَّ أَمَه أو ابنتَه، ثُمَّ أَسلَمَا فَرَّقَ بَينَهُمَا (٢) ، وإن كَانَ لِلرَجُلِ امرَ أَتَانِ حُرِّتانِ ، فَعَلَيهِ أَن يَعدلَ بَينَهُمَا في القَسم (٧) ، بِكرينِ كَانَتَا أو ثَيّبَينِ ، أو أحَدُهُمَا بِكرًا، والأَحرى ثَيّبًا (٨) ، وإن كَانَتْ إحدَاهُمَا حُرَةً والأَحرَى أَمَةً فللحُرَّة الثُلُثُ (١) ، ولا حَقّ لَهُنَّ في القَسم كَانَتُ إلَا مَةِ الثُلُثُ (١) ، ولا حَقّ لَهُنَّ في القَسم

- (٩) قوله: "وكذلك المرتدة لا يتزوجها مسلم . . . إلخ" لأنها محبوسة للتأمل، وخدمة الزوج يشغلها عن التأمل، كذا في "الجوهرة".
  - (١) لأن الولد تابع لخير الأبوين.
  - (٢) قوله: "صار ولده مسلمًا. . . إلخ "لأن في ذلك نظرًا للولد، والإسلام يعلو ولا يُعلى. (الجوهرة)
  - (٣) لأن فيه نوع نظر له، لأن المجوسي شر منه، وفائدته تظهر في أكل ذبيحته وجواز مناكحته. (ج والفاتح)
    - (٤) لأنهم إذا كانوا لا يعتقدون ذلك يجب التفريق بالإسلام إجماعًا.
- (٥) قوله: "أقراعليه [عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى]" لأنهم ليسوا بمخاطبين للأحكام، وذا إذا لم يتزوج مع محرم.
- (٦) قوله: "فرق بينهما" لأن نكاح المحارم لم يكن مشروعًا في جميع الأديان والملل إلا في زمن آدم عليه السلام للضرورة، فقد نسخ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤكُم مِنَ النَّسَاءِ إلا مَا قَد سَلَفَ﴾. (الفاتح)
- (٧) قوله: "فعليه أن يعدل بينهما في القسم" لقوله عليه السلام: «من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقة مائل -أى مفلوج-» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، فهو مطلق لا فضل فيه بين الجديدة والقديمة والبكر والثيب والمسلمة والكتابية، ولأن القسم من حقوق النكاح، ولا تفاوت بينهما في ذلك، وعن عائشة رضى الله عنها أن النبي كان يعدل في القسم بين نساءه، وكان يقول: أللهم هذا قسمى فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لأأملك، يعنى زيادة المحبة، كذا في "الهداية" وغيرها.
  - (٨) لإطلاق ما رويناه في الحاشية.
- (٩) قوله: "فللحرة الثلثان وللأمة الثلث [بذلك ورد الأثر]" لقوله عليه السلام: للحرة ليلتان من القسم وللأمة ليلة، وبذلك قضى الصديق وعلى رضى الله عنهما، ولأن حل الأمة أنقص من حل المرأة بدليل أنه لا يجوز نكاحها معها ولا بعدها، فلا بد من إظهار النقصان في القسم، والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة، لأن الرق فيهن قائم سواء كن مسلمة أو ذمية، والمريضة في القسم كالصحيحة، وكما أن مرضها لا يسقط حقها في القسم

<sup>(</sup>٨) لأنه مستحق للقتل. (ج)

فى حَالَةِ السَفَرِ، ويُسَافِرُ الزَوجُ بِمَن شَاءَ مِنهُن () والأولَى أن يُقرِعَ بَينَهُن فيسَافِرَ بِمَن خَرَجَت قُرعَتُهَا، وإذَا رَضِيت إحدى الزَوجَات بِتَركِ قِسمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ ()، ولَهَا أن تَرجعَ في ذَلِك .

# كتابُ الرِضَاعِ"

قَلِيلُ الرِضَاعِ وكَثيرُه إِذَا حَصَلَ في مُدّةِ الرِضَاعِ تَعَلّقَ بِه التَحرِيمُ (١)، ومُدّةُ الرِضَاعِ عِندَ

فكذا مرضه لا يكون مسقطًا لحقهن فيه. (المستخلص والفتح)

(۱) قوله: "ويسافر الزوج بمن شاء منهن . . . إلىخ ". لأنه لاحق لهن في السفر ، حتى كان للزوج أن لا يستصحب واحدة منهن ، فكذا له أن يسافر بواحدة أو أكثر بلا إذن من صاحبتها ولا قرعة ، لأنه قد يتعسر عليه السفر ببعضهن لمرض بها ، أو سمن أو كثرة أولاد ، وقد يأتمن بعضهن في حفظ الأمتعة في السفر ، أو في البيت ، ولكن القرعة أحب تطييباً لقلوبهن ، ولم تحتسب عليه أيام سفره حتى لا يقضى لبقية نساءه .

وقال الشافعي: تجب القرعة لما روى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي ﷺ كان إذا أراد سفراً أقرع بين نساءه، وأيتهن خرجت قرعتها أو اسمها يخرج بها، متفق عليه، ولنا أنه لاحق لهن في السفر، وفعله عليه السلام يدل على الاستحباب، ونحن نقول به تطييباً لقلوبهن.

والدليل عليه أنه عليه السلام لم يكن التسوية واجبة عليه في الحضر، وإنما كان يفعله تفضلا، قال تعالى: وْتُرجِي مَن تَشَاءُ مِنهُن وَتُؤوي إلَيكَ مَن تَشَاءُ فكان ممن يؤوى عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة، وممن أرجاه سودة وجويرية وأم حبيبة وصفية وميمونة رضى الله عنهن، قال البيضاوى: ﴿وَتُرجِي مَن تَشَاءُ ﴾ أى تؤخرها وتترك مضاجعتها، ﴿وَتُؤوي إلَيكَ ﴾ أى تضم إليك وتضاجعها. (العيني والفتح)

- (٢) قوله: "جاز" لأن سودة بنت زمعة رضى الله عنها سألت رسول الله ﷺ أن يراجعها وتجعل نوبتها لعائشة، ولها أن ترجع في ذلك، لأنها أسقطت حقّالم يجب بعد، فلا يسقط، كذا في "الهداية".
- (٣) قوله: "كتاب الرضاع" لما كان المقصود من النكاح الولد، وهو لا يعيش غالبًا في ابتداء إنشاءه إلا بالرضاع، وكان له أحكام تتعلق به، وهي من آثار النكاح المتأخرة عنه بمدة وجب تأخيره إلى آخر أحكامه، فقال: باب الرضاع، كذا في "رد المحتار". والرضاع -بكسر الراء وفتحها وكذلك الرضاعة، فأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء من رضع يرضع من باب علم يعلم ومن باب ضرب يضرب، ويقال: لئيم راضع للذي يرضع إبله أو غنمه، ولا يحلبها كي لا يسمع صوت حلبه، فيطلب منه، كذا في "رمز الحقائق".

وفى "الدر المختار": هو لغة بفتح وكسر مص الثدى، وشرعًا: مص من ثدى الآدمية ولو بكراً، أو ميتة، أو آيسة فى وقت مخصوص هو حولان ونصف عند أبى حنيفة رحمه الله، وحولان فقط عندهما، وسيأتى تحقيقه -إن شاء الله-.

(3) قوله: "تعلق به التحريم" وقال الشافعى: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات لقوله عليه السلام: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاحتان»، ولنا قوله تعالى: ﴿وَاَمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرضَعَنكُم ﴾ الآية، وقوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل»، وما رواه مردود بالكتاب، أو منسوخ به، كذا في "الهداية". أبى حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ ثَلاثُونَ شَهرًا، وعندَهُمَا سَنتَان (۱) وإذَا مَضَتُ مُدّةُ الرِضَاعِ لَم يَتعَلّق بِالرضَاعِ التَحرِيمُ (۲) ويحرمُ منَ الرِضَاعِ أَم أُحتِه مِن النَسَب إلا أَم أُحتِه (١) مِن الرِضَاعِ، فإنه يَجُوزُ له أَن يَتزَوَّجَها، ولا يَجُوزُ أَن يَتزَوَّجَ أَم أُحتِه مِن النَسَب، وأُحتُ ابنِه منَ الرِضَاع يَجُوزُ ان يَتزَوَّجَها، ولا يَجُوزُ أَن يَتزَوَّجَ أَحتَ ابنِه منَ النَسَب (٥) ، ولا يَجُوزُ أَن يَتزَوَّجَ امراأةَ ابنِه منَ النَسَب (٥) ، ولا يَجُوزُ أَن يَتزَوَّجَ امراأةَ ابنِه منَ الرَضَاع ، كَمَا لا يَجُوزُ أَن يَتزَوَّجَ امراأةَ ابنِه منَ النَسَب، ولَبَنُ الفَحل يَتَعلَقُ بِه التَحرِيمُ (٧) ، وهُوَ أَن تُرضِعَ المَرأةُ صَبِيّةً، فتَحرُمُ هَذِهِ الصبيةُ عَلَى زَوجِهَا (٨) ، وعَلَى آبَاءِه وأَبنَاءِه، ويَصِيرُ وهُوَ أَن تُرضِعَ المَرأةُ صَبِيّةً، فتَحرُمُ هَذِهِ الصبيةُ عَلَى زَوجِهَا (٨) ، وعَلَى آبَاءِه وأَبنَاءِه، ويَصِيرُ

- (٢) قوله: "لم يتعلق. . . إلخ" لقوله عليه السلام: «لا رضاع بعد الفصال». (الجوهرة)
  - (٣) لقوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
- (٤) قوله: "إلا أم أخته" أو أخيه من الرضاع استثناء منقطع، لأن حرمة من ذكر بالمصاهرة لا بالنسب، فلم يكن قوله: ويحرم من الرضاع . . . إلخ متنا ولا لما استثنى، فلا تخصيص بالعقل، فإن حرمة أم اخته وأخيه نسبًا لكونها أمه، أو موطوءة أبيه، وهذا المعنى مفقود فئ الرضاع .
  - (٥) لأنه لما وطء أمها حرمت عليه، ولا يوجد هذا المعنى في الرضاع. (الجوهرة)
    - (٦) وذكر الأصلاب في النص لإسقاطها اعتبار التبني.
- (٧) قوله: "يتعلق به التحريم . . . إلخ" وإنما يتعلق التحريم بلبن الفحل إذا ولدت المرأة منه ، أما إذا لم تلد ونزل لها لبن ، فإن التحريم يختص بها دونه ، حتى لا تحرم هذه الصبية على ولد هذا الرجل من امرأة أخرى . (الجوهرة)
- (A) قوله: "فتحرم هذه الصبية على زوجها" هذا وقع اتفاقًا، وخرج مخرج الغالب وإلا فلا فرق بين زوجها وغيره حتى لو زنى رجل بامرأة فولدت منه وأرضعت صبية بلبنه تحرم عليه هذه الصبية، وعلى أصوله وفروعه، وذكر الخجندى خلاف هذا، فقال: المرأة إذا ولدت من الزنا، فنزل لها لبن، أو نزل لها لبن من غير ولادة، فأرضعت به صبيًا، فإن الرضاع يكون منها خاصة لا من الزانى، وكل من لم يثبت منه النسب لا يثبت منه الرضاع. (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>۱) قوله: "وعندهما سنتان" وهو قول الشافعي، وهو الأصح، كذا في "الفتح"، وبه يفتي كما في تصحيح القدوري، لكن في "الجوهرة": أنه في الجولين ونصف، ولو بعد الفطام محرم، وعليه الفتوى، وحاصله أنهما قولان، وعلى كل واحد يفتي، كذا في "الدر المختار" وحاشية رد المختار، ودليلهما قوله تعالى: ﴿وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ تَلاثُونَ شَهِراً﴾ ومدة الحمل أدناها ستة أشهر، فبقي للفصال حولان، وقال النبي عليه السلام: لارضاع بعد حولين، وله أي لأبي حنيفة هذه الآية، ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين، وضرب لهما مدة، فكانت لكل واحد منهما بكماله كالأجل المضروب للدينين إلا أنه قام المنقص من تلك المدة في أحدهما أي الحمل، فبقي الثاني على ظاهره، ولأنه لا بد من تغير الغذاء لينقطع الأنبات باللبن، وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره، فقدرت بأدني مدة الحمل، لأنها مغيرة، فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع، كما يغاير غذاء الفطيم، والحديث محمول على مدة الاستحقاق، وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب، كذا في "الهداية".

وقَالارَحِمَهُمَا اللهُ: يَتَعَلَّقُ بِهِ التَحرِيمُ (٥)، وإذَا اختَلَطَ بِالدَوَاءِ، واللَبَنُ غَالِبٌ تَعَلَّقَ بِه التَحرِيمُ (٦)، وإذَا حَلَبَ اللبنَ منَ المَرأةِ بَعدَ مَوتِهَا، فأوجَرَ (٧) بِه الصَبِيّ تَعَلَّقَ بِهُ التَحرِيمُ (٨)،

<sup>(</sup>۱) قوله: "وكل صبيين اجتمعا . . إلخ" المرادبه اجتماعهما على الرضاع طالت المدة أو قصرت ، تقدم رضاع أحدهما على الآخر أم لا ، لأن أمهما واحدة ، فهما أخ وأخت ، وليس المراد اجتماعهما معًا في حالة واحدة ، وإنما يريد إذا كان رضاعهما من ثدى واحد ، فعلى هذا لو تزوج صغيرة ، فأرضعتها أمه حرمت عليه ، لأنها تصير أخته ، ولو تزوج صغيرتين ، فجاءت امرأة ، فأرضعتهما معًا أو واحدة بعد أخرى صارتا أختين وحرمتا عليه ، ولكل واحدة منهما نصف المهر ، لأن الفرقة حصلت قبل الدخول بغير فعلهما ، فإن كانت المرضعة تعمدت الفساد رجع عليها بما غرم من المهر ، وإن لم تتعمد لم يرجع عليها بشيء ، كذا في "الجوهرة" .

<sup>(</sup>٢) لأنه أخوها. (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: "يتعلق به التحريم خلافًا للشافعي هو يقول: إن اللبن موجود فيه حقيقة، ونحن نقول: المغلوب غير موجود حكمًا حتى لا يظهر بمقابلة الغالب، كما في اليمين يعنى إذا حلف لا يشرب لبنًا، فشرب لبنًا مخلوطًا بالماء، والماء غالب على اللبن لا يحنث، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٤) وصلية .

<sup>(</sup>٥) قوله: "وقالا: يتعلق به التحريم" قال في "الهداية": قولهما: فيما إذا لم تمسه النارحتى لو طبخ بها لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعًا، لهما أن العبرة للغالب، كما في الماء إذا لم يغيره شيء عن حاله، ولأبى حنيفة: أن الطعام أصل، واللبن تابع له في حق المقصود، وهو التغذى، فصار كالمغلوب، ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده، هو الصحيح، وإليه مال السرخسى، لأن التغذى بالطعام هو الأصل، وذكر الإمام خواهر زاده: إن على قول أبى حنيفة: إنما لا نثبت الحرمة إذا أكل لقمة لقمة، أما إذا حساه حسوة يثبت به الحرمة والله أعلم وهكذا في "المصفى".

<sup>(</sup>٦) قوله: "تعلق به التحريم [لأن المغلوب لا يظهر، فصار مستهلكًا]" لأن اللبن يبقى مقصودًا فيه إذ الدواء

مختصر القدوري كتاب الرضاع وإذا اختَلَطَ لَبَنُ المَرأة بِلَبَنِ شَاةٍ ولَبَنُ المَرأة هُوَ الغَالِبُ تَعَلَقَ بِه التَحرِيمُ، وإن غَلبَ لَبَنُ الشاةِ لَم يَتَعَلَّق بِه التَحرِيمُ (١)، وإذَا اختَلَطَ لَبَنُ امرَأَتَينِ يَتَعَلَّقُ التَحرِيمُ بِأكثر هِمَا (٢) عند أبي

وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: تَعَلَّقَ بِهِمَا التَحرِيمُ"، وإذَا نَزَلَ لِلبكر (''كَبَنُّ، فأرضَعَتْ صَبيًا (°) يَتَعَلَّقُ بِهِ التَحرِيمُ (١)، وإذَا نَزَلَ لِلرَجُلِ لَبَنُ، فأرضعَ بِه صَبيًا لَم يَتَعَلَّق بِه التَحرِيمُ (٧)، وإذَا شَرِبَ صَبِيّانِ مِن لَبَنِ شَاةٍ، فَلا رِضَاعَ بَينَهُمَا (٨)، وإذَا تَزَوّجَ الرَجُلُ صَغِيرَةً وكَبِيرَةً، فأرضَعَت الكَبِيرَةُ الصَغِيرَةَ حَرُمَتَا عَلَى الزَوجِ (١)، فإن كَانَ لَم يَد حُل بِالكَبِيرَةِ، فَلا مَهرَ لَهَا (١٠)،

لتقويته على الوصول. (الجوهرة)

(٧) الوجور : الدواء الذي يصبّ في وسط الفم، يقال: أوجرته ووجرته، كذا في "النهاية".

(٨)قوله: "تعلق به التحريم" لأن اللبن بعد الموت على ما كان عليه قبله إلا أنه وعاء نجس، وذلك لا يمنع التحريم، ولأن اللبن لا يلحقه المُوت، فحاله بعده كحاله قبله، ولأن السبب أي سبب حرمة الرضاع هو شُبهة الجزئية، وذلك في اللبن بمعنى الإنشاء والإنبات، وهو قائم باللبن –والله أعلم– كذا في "الجوهرة النيّرة" وغيرها .

- (١) كما في الماء.
- (٢) قُوله: "بأكثرهما" وإن تساويا تعلق بهما جميعًا إجماعًا لعدم الأولوية، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٣) قوله: "وقال محمد رحمه الله . . . إلخ" وهو قول زفر ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، لأن الجنس لا يغلب الجنس، بل يكثره، فلا يصير مستهلكًا لاتحاد المقصود، ولهما أن الأقل تابع للأكثر، فصار كاللبن والماء، وقول محمد: أظهر وأحوط. (العيني والفتح)
  - (٤) وهي بنت تسع سنين فصاعداً. (ج)
  - (٥) أما إذا لم تبلغ تسع سنين، فأرضعت لم يتعلق. (ج)
  - (٦) لإطلاق النصّ، وهو قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعَنَكُم﴾. (ج)
- (٧)قوله: "لم يتعلق به التحريم . . . إلخ" لأنه ليس بلبن على الحقيقة ، لأن اللبن إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة. (الجوهرة)
- (٨) قوله: "فلا رضاع بينهما [والمشهور أن البخاري رحمه الله تعالى أفتى بالرضاع]" لأن لبن الشاة لاحرمة له بدليل أن الأمومة لا تثبت به ولا أخوة بينه وبين ولدها، ولأن لبن البهائم له حكم الطعام، كذا في "الجوهرة
- (٩) قوله: "حرمتا على الزوج" لأنه يصير جامعًا بين الأم والبنت رضاعًا، وذلك حرام كالجمع بينهما نسبًا، كذا في "الهداية".
  - (١٠) لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها.

وللصَغْيرَة نِصفُ المَهرِ(١)، ويَرجِعُ بِه الزَّوجُ عَلَى الكَبِيرَةِ إِن كَانَتْ تَعَمَّدَ تَ بِه الفَسَادَ (١)، وإن لَم تَتَعَمَّدُ، فلا شَىءَ عَلَيهَا، ولا تُقبَلُ في الرِضاعِ شَهَادَةُ النِسَاءِ مُنفَرِدَاتٍ، وإنّما يَثبُتُ بِشَهَادَةٍ رَجُلَنِ، أو رَجُلِ وامرَ أَتَين (٣).

## كتَابُ الطَلاقِ(١)

## الطَلاقُ عَلَى ثَلاثة أوجُه (٥): أحسَنُ الطَلاق، وطَلاقُ السُنّة، وطَلاقُ البدعة، فأحسَنُ

(١) لأنه لم يحصل منها فعل.

(۲) قوله: "إن كانت تعمدت به الفساد" وبأن علمت بالنكاح، وقصدت بالإرضاع الفساد، وأما إذا لم تقصد الفساد بأن لم تكن عالمة بالنكاح، أو كانت عالمة به لكنها قصدت دفع الجوع والهلاكة عن الصغيرة، ولم تقصد ذلك، لكن لم تعلم بأن النكاح يفسد بذلك، ففي جميع هذه الصور لا يرجع الزوج به عليها، وعن محمد: أنه يرجع في جميع الوجوه، والصحيح الأول، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، والقول قولها: إنها لم تتعمد مع يمينها، كما هو مصرح في "الجوهرة" و "النقاية" للمحقق البرجندي.

(٣) قوله: "بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين" إذا كانوا عدولا، فإذا شهدوا بذلك فرق بينهما، فإن كان قبل الدخول، فلا مهر لها، وإن كان بعده، فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل، وليس لها في العدة نفقة ولا سكنى. قال في الكرخى: وروى أن عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي أهاب، فجاءت سوداء، فقالت: أني أرضعتكما، قال: فذكرت ذلك لرسول الله على، فأعرض، ثم ذكرته له، فأعرض حتى قال في الثالثة والرابعة: فدعها إذًا، وروى فارقها، فقلت: يا رسول الله على إنها سوداء، فقال: كيف؟ وقد قيل أي قيل: إنها أختك، وإنما أمره النبي على طريق التنزه ألا ترى أنه أعرض عنه أولا وثانيًا، ولو وجب التفريق لما أعرض عنه لأمره بالتفريق في أول سؤاله، فلما لم يفعل دل على أنه أراد به التنزه، ولأن قوله: "فارقها، دليل على بقاء النكاح، كذا في "الجوهرة".

(٤) قوله: "كتاب الطلاق" لما ذكر النكاح وأحكامه اللازمة والمتأخرة عنه شرع فيما به يرتفع، وقدم الرضاع، لأنه يوجب حرمة مؤبدة بخلاف الطلاق تقديما للأشد على الأخف، كذا في "البحر".

والطلاق اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم، ومصدر من طلقت بالضم والفتح كالحمال والفساد من جمل وفسد. وفي "الخزانة": الطلاق في اللغة: إزالة القيد والتخلية، يقال: أطلقت إبلى وأسيرى، وطلقت امرأتى، وهي سواء، وإنما فرقوا بين اللفظين لاختلاف، فجعلوه في المرأة طلاقًا، وفي غيرها إطلاقًا، وهو في الشرع: عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقد النكاح. ويقال: عبارة عن إسقاط الحق بمعنى كشادن (الفارسية) عن البضع، ولهذا يجوز تعليقه بالشرط، كذا في "الجوهرة"، ويقال: هو رفع القيد الثابت بالنكاح، كذا في "الكنز"، ويقال: عبارة عن حكم شرعى يرفع القيد النكاحي بألفاظ مخصوصة -والمآل واحد- وسببه الحاجة المحوجة إليه، وشرطه: كون الطالق عاقلا بالغًا والمرأة في النكاح، أو في العدة التي تصلح بها محلا للطلاق، وحكمها زوال الملك عن المحل، كذا في "العناية".

(٥) وهو اختيار صاحب "الهداية"، وقال الكرخي: على ضربين: طلاق سنة وطلاق بدعة. (ج)

مختصر القدورى كتاب الطلاق (۱): أن يُطَلِق اَلرَجُلُ امرَأَتَه (۲) تَطلِيقَةً وَاحِدةً في طُهرٍ وَاحِد (۳) لَم يُجَامِعُها فِيهِ ويَترُكُهَا حَتَّى تَنقَضيَ عدَّتُهَا .

وطَلاقُ السُّنة (١٠): أَن يُطَلِّقَ المَدخُولَ بِهَا ثَلاثًا في ثَلاثةِ أَطهَار.

وطَلاقُ البِدعةِ (٥): أن يُطَلّقَهَا ثَلاثًا بِكَلِمَةِ وَاحِدَةِ، أو ثَلاثًا في ظُهرِ وَاحِدِ، فإذَا فَعَلَ ذَلكَ وَقَعَ الطَلاق (1) ، وبَانَت امرَأتُه منه ، وكَانَ عَاصيًا (٧) .

- (٣) إن كانت من ذوات الأقراء.
- (٤) قوله: "وطلاق السنة أن يطلق. . . إلخ" لقوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه: «مر ابنك فليراجعهاثم يدعها حتى تحيض وتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن أحب»، كذا في "رمز الحقائق".
- (٥) قوله: "وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا . . . إلخ" لما روى في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أرأيت لو طلقها ثلاثًا؟ قال: إذن قد عَصيتَ ربَك، وبانتْ منك امرأتك، رواه ابن أبي شيبة والدارقطني، واعلم أنه أراد بقوله: «ثلاثًا» في طهر إذا لم يتخلل بين التطليقتين رجعة»، وإن تخللت فلا يكره عند أبي حيفة، وإن تخلل التزوج بينهما فلا يكره بالإجماع، كذا في "رمز الحقائق".
- (٧) قوله: "وكان عاصيًا" وذهب جماعة منهم الظاهرية والشيعة والوهابية النجدية إلى أن الطلاق الثلاث جملة لا تقع إلا واحدة لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر الصديق وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما واحدة، فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه، رواه مسلم والبخاري، ولنا ما روى عن حديث العجلاني، وفيه طلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي ﷺ، متفق عليه، ولم ينقل إنكاره، وقد روى ذلك نصا عن عمر وعلى وابن عمر رضي الله عنهم، والجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه إنكار على من يخرج عن سنة الطلاق بإيقاع الثلاث، وإخبار عن تساهل الناس في مخالفة السنة في الزمان المتأخر عن العصرين كأنه قال: الطلاق الموقع الآن ثلاثًا كان في ذينك العصرين واحدة. (العيني ومستخلص الحقائق)

<sup>(</sup>١) قوله: "فأحسن الطلاق أن يطلقها" لما روي عن إبراهيم النخعي أن الصحابة كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تمضى عدتها، ولأنه أبعد من الندم لتمكنه من التدارك كذا في "رمز الحقائق".

<sup>(</sup>٢) قوله: "أن يطلق الرجل. . . إلخ" فإن قيل: قوله: "أحسن" ينبغي أن يكون في الطلاق ما هو حسن، وهذا أحسن منه، قيل: هو كذلك، لأن الطلاق ثلاثًا في ثلاثة إطهار لا يجامعها فيه حسن، وهو طلاق السنة، وهذا أحسن منه، كذا في "الجوهرة النيّرة"، وإنما كان هذا القسم أحسن من الحسن، لأنه لا خلاف لأحد في عدم الكراهة فيه بخلاف الحسن، فإن مالكا يقول فيه: بالكراهة، ومعنى كونه أحسن أي النسبة إلى البعض الآخر، لا أنه في نفسه حسن، وكيف يكون حسنًا في نفسه مع أنه أبغض المباحات، وهذا أحد قسمي المسنون، قإن الطلاق المسنون حسن وأحسن، ومعنى المسنون ههنا أنه ثبت على وجه لا يستوجب عتابًا لا أنه المستعقب للثواب، لأن الطلاق ليس عبادة في نفسه. (الفتح والمستخلص)

والسُنةُ في الطّلاق وَجهَينِ: سُنةٌ في الوقت، وسُنةٌ في العَدَد، فالسُنةُ في العَدَد والسُنةُ في العَدَد يَستوي في مَا السَنةُ في الوقت تَشبُتُ في حَقّ السَمَد خُول بِهَا السَمَد خُول بِهَا في مَع السَمَةُ في الوقت تَشبُتُ في حَقّ السَمَد خُول بِهَا خَاصّة (٢) وهُو أَن يُطلقها وَاحِدةً في طُهرٍ لَم يُجَامِعُها فيه، وغَيرُ السَمَد خُول بِهَا أَن يُطلقها في حَال الطُهرِ والحَيض (٣) وإذَا كَانَت السَمَر أَةُ لا تَحيضُ مِن صغر أو كِبَرٍ، فأراد أن يُطلقها في حَال الطُهرِ والحَيض (٢) فإذَا كَانَت السَمَر أَةُ لا تَحيضُ مِن صغر أو كِبَرٍ، فأراد أن يُطلقها السُنة طلقها وَاحدة (١) فإذَا مَضَى شَهرٌ طلقها أخرَى (٥) فإذَا مَضَى شَهرٌ طلقها أخرَى (٥) فإذَا مَضَى شَهرٌ طلقها أخرَى، ويَجُوزُ أَن يُطلقها، ولا يَفصِلُ بَينَ وَط عِها (٢) وطلاقها بِزمَان، وطلاق المَل عَنيفة وأبي يُوسُف رَحمَهُ مَا اللهُ .

## وقَالَ مُحَمّدٌ رَحمَهُ اللهُ: لا يُطلّقُهَا للسُّنّة إلا وَاحدَةً (١)، وإذَا طَلّقَ الرَجُلُ امرَأته في

<sup>(</sup>١) قوله: "يستوى فيها. . . إلخ" وذلك لقوله تعالى: ﴿ فَطَلّقُوهُنَ لِعِدّتِهِنَ ﴾ وروى عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر أن المراد به لقبيل عدتهن، وهو عام في المدخول وغير المدخول بها، ولأن المنع يعود إلى جميع التطليقات، وهذا لا يختلف بالمدخول بها وغير المدخول بها، كذا في "شرح الأقطع".

<sup>(</sup>٢) قوله: "في حق المدخول بها خاصة" ليكون الإقدام على الطلاق عند تجدد زمان الرغبة حجة، وتجدد الطهر دليلا على الحاجة، كذا في "المنافع".

<sup>(</sup>٣) لأنها لاعدة عليها. (ج)

<sup>(</sup>٤) قوله: "طلقها واحدة . . . إلخ" لأن المانع من طلاق الحائض تطويل العدة وخوف الحبل، وهذا معدوم في الآيسة والصغيرة، وقال زفر : لا يطلقها حتى يمضى شهر بعد ما جامعها، فإن أراد أن يخلص لها طلاق السنة بالعدد طلقها واحدة متى شاء، ثم يتركها حتى يمضى شهر، ثم يطلقها أخرى، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>٥) قوله: "فإذا مضى شهر طلقها. . . إلخ "لأن الشهر في حقهما إى الصغيرة والكبيرة قائم مقام الحيض، قبال الله تعالى: ﴿وَاللائِي يَئِسنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُم إِن اِرتَبَتُم فَعِدَتُهُن تَلاَئةُ أَشْهُرٍ وّاللائِي لَمْ يَحِضِنَ ﴾ يعنى إن أشكل عليكم حال اعتدادها بين الطائفين فحكمهن هذا، وقوله: ﴿وَاللائِي لَمْ يَحِضِنَ ﴾ مبتدأ، خبره محذوف أي واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، كذا في "العناية".

<sup>(</sup>٦) قوله: "ولا يفصل بين وطءها" يعنى التي لا تحيض من صغر وكبر، وقال زفر: يفصل بين وطءها وطلاقها بشهر، والخلاف فيما إذا كانت صغيرة لا يرجى منها الحيض والحبل، أما إذا كان يرجى منها ذلك: فالأفضل أن يفصل بين وطءها وطلاقها بشهر إجماعًا، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>٧) لأنه لا يؤدى إلى اشتباه العدة. (ج)

<sup>(</sup>٨) قوله: "إلا واحدة" لأن الأصل في الطلاق الخطر، وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة، وهي الأشهر أو الحيض والشهر في حق الحامل ليس من فصولها، وهما يقيسانها على الآيسة والصغيرة. (الجوهرة)

حَالِ الحَيضِ وَقَعَ الطَلاقُ، ويَستَحِبّ لَه أَن يُرَاجِعَهَا (١) فإذَا طَهُرَت (٢) وحَاضَت وطَهُرَت، فهُو مُخيّرٌ إِن شَاءَ طَلّقَهَا، وإِن شَاءَ أَمسكَهَا، ويَقَعُ طَلاقُ كُلّ زَوجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلا بَالِغًا، ولا يَقَعُ طَلاقُ الصَبِيّ والمَحنُونِ والنَائِمِ (٣)، وإذَا تَزَوّجَ العَبدُ بِإِذَنِ مَولًا هُ وطَلّقَ، وَقَعَ طَلَاقُه (١)، ولا يَقَعُ طَلاقُ مُولاً هُ وطَلّقَ، وَقَعَ طَلَاقُه (١)، ولا يَقَعُ طَلاقُ مُولاً هُ عَلَى امرَأته (٥).

والطّلاقُ عَلَى ضَربَينِ: صَريحٌ، وكِنَايةٌ (٢) فالصَريحُ قُولُه: أنت طَالِقٌ، ومُطَلّقةٌ، وطَلّقتُك، فَهَذَا يَقَعُ بِه الطّلاقُ الرَجعِي (٧) ولا يَقَعُ بِه إلا وَاحِدَةٌ (٨) وإن نَوَى أَكثَرَ مِن ذَلِك،

- (٢) قوله: "فإذا طهرت...إلخ" هكذا ذكر في "الأصل"، وذكر الطحاوى أنه يطلقها في الطهر الذي يلى الحيضة، وقال الكرجى: ما ذكره الطحاوى قول أبى حنيفة وما ذكره في "الأصل" قولهما، وجه ما ذكره ليى الحيضة، وقال الكرجى: ما ذكره الطحاوى ما روى سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله على فسأل عمر رسول الله على فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، رواه مسلم والأربعة، ووجه ما ذكر في الأصل ما رواه نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، وفي رواية تطليقة على عهد رسول الله على فسأل عمر وسول الله على فقال: مره فليراجعها ثم يسكها حتى تطهر وتحيض، ثم تطهر ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، رواه الجماعة غير ابن ماجة، كذا في "رمز الحقائق".
- (٣) قوله: "ولا يقع طلاق الصبى . . . إلخ" لقوله عليه السلام: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمجنون، والمعتوه، والمغمى عليه كالمجنون، وكذا النائم لا يقع طلاقه، والمعتوه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم، كذا في "رمز الحقائق".
- (٤) قوله: "وقع طلاقه" لأن قوله صحيح إذا لم يؤثر في إسقاط حق مولاه، ولا حق للمولى في هذا النكاح، كذا في "الجوهرة النيّرة".
  - (٥) لقوله عليه السلام: «الطلاق بيد من ملك الساق» ولأن الحل حصل للعبد، فكان رفعه إليه. (ج)
- (٦) قوله: "صريح وكناية" الصريح ما ظهر المراد منه ظهورا بينا حتى صارت مكشوف المراد، مثل: أنت طالق، ومطلقة، ومنه سمى القصر صرحًا لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية، والكناية ما استتر المراد به. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "يقع به الطلاق الرجعي" لأنه تعالى أثبت الرجعة بعد الطلاق الصريح في قوله جل ذكره
   ﴿الطّلاقُ مَرّتَانِ فَإِمسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أو تَسريحٌ بإحسَانٍ ﴾ ، كذا في "رمز الحقائق" .
  - (٨) وقال الشافعي: يقع ما نوى. (ج)

<sup>(</sup>۱) قوله: "ويستحب له أن يراجعها" الاستحباب قول بعض المشايخ، والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر، وهو قوله عليه السلام لعمر رضى الله عنه: مر ابنك فليراجعها، وقد كان طلقها وهى حائض، فإن قيل: الأمر إنما أثبت الوجوب على عمر رضى الله عنه أن يأمر ابنه بالمراجعة، فكيف يثبت وجوب المراجعة بقول عمر رضى الله عنه، قلنا: فعل النائب كفعل المنوب عنه، فصار كان النبى على هو الذى أمره بالمراجعة، فيثبت الوجوب. (الجوهرة)

ولاً يَفتَقرُبهَذه الألفَاظ إلى نيّة (١) .

وقَولُه: أنت الطَلاقُ، وأنت طَالقُ الطَلاقِ، أو أنت طَالقٌ طَلاقًا، فإن لَم تَكُنْ لَه نِيّةٌ، فهي وَاحِدَةٌ رَجعييّةٌ (٢) وإن نَوى بِن تَكنْ لَا يَقَعُ إلا وَاحِدَةً (٢) وإن نَوى بِه ثَلاثًا كَانَ ثَلاثًا، والضَربُ الثَاني الكنَايَاتُ (١) ، ولا يَقَعُ بِهَا الطَلاقُ إلا بالنيّة (٥) أو بدَ لالَة حَال (٢) .

وهِى عَلَى ضَربَينِ: مِنهَا ثَلاثةُ أَلْفَاظ يَقَعُ بِهَا الطَّلاقُ الرَجعِيّ، ولا يَقَعُ بِهَا إلا وَاحِدَةٌ، وهِي قَولُه: اعتَديّ، واستَبرِئي رَحمَكِ، وأنتِ وَاحِدَةٌ (٧)، وبَقِيّةُ الكِنَايَاتِ إِذَا نَوَى بِهَا

(٣) قوله: "لا يقع إلا واحدة. . . إلخ" عندنا، لأن المصدر لا يحتمل العدد، وقال زفر والشافعي ومالك: تصح نية الثنتين، لأنهما بعض الثلاث.

قلنا: إن معنى التوحيد مراعى في الألفاظ الوحدان، ورعاية معنى التوحيد إما بالفردية أو الجنسية، والمثنى بعزل منهما لكونه عدداً محضاً، إلا أن يكون المرأة أمة، لأن ثنتين جنس طلاقها، فيكون معنى التوحيد مراعى في نية الثنتين باعتبار الجنسية. والحاصل أن المصدر لا يدل على العدد، وإنما يدل على الفرد الحقيقي أو الفرد الاعتبارى، والثلاث فرد اعتبارى في الحرة، لكونه جنس طلاقه، وكذا الثنتان في الأمة، فثبت أن نية الثلاث جائز بذكر المصدر دون نية الثنين، لأنه عدد محض، فلفظ الجنس لا يدل عليه، فتلغو نيته. (المستخلص)

- (٤) جمع كناية.
- (٥) قوله: "إلا بالنية . . . إلخ " لأنها تحتمل الطلاق وغيره، فلا بد من النية . (الجوهرة)
  - (٦) كمذاكرة الطلاق وحالة الغضب. (ج)
- (٧) قوله: "اعتدى واستبرئى رحمك وأنت واحدة" أما الأولى فلأنها تحتمل الاعتداد عن النكاح وتحتمل اعتداد نعم الله تعالى، فإن نوى الأول تعين بنيته، فيقتضى طلاقًا سابقًا، لأن الأمر بالاعتداد بغير طلاق غير صحيح، فلا بد من تقدير الطلاق سابقًا، والطلاق يعقب الرجعة، وأما الثانية فلأنها تستعمل بمعنى الاعتداد، لأنه تصريح بما هو المقصود منه أى من الاعتداد، فكان بمنزلته، لأن المقصود من الاعتداد استبراء رحمها ليحصل لها زوج آخر، ويحتمل الاستبراء ليطلقها، فإن نوى الأول تعين بنيته، فيقتضى طلاقًا سابقًا، وأما الثالثة فلأنها تحتمل أن تكون نعتًا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة، فإذا نواه جعل كأنه قاله: أى أنت طالق طلاقًا واحدة، والطلاق يعقب الرجعة، وتحتمل غيره، وهو أن تكون واحدة عنده أو عند قومه، أو عند قومها ونحو ذلك، ولما

<sup>(</sup>١)قوله: "ولا يفتقر بهذه الألفاظ إلى نية" يعنى الصريح لغلبة الاستعمال، وكذا إذا نوى الإبانة لا تصح، لأنه نوى تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة، فيرد عليه قصده، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٢) قوله: "فهى واحدة رجعية" أى تقع بهذه الصور الثلاث واحدة رجعية، أما الوقوع بقوله: "أنت الطلاق"، فلأن المصدر يذكر، ويراد به اسم الفاعل، يقال: رجل عدل، أى عادل، فيكون ذكر الطلاق ذكراً للطالق، فصار بمنزلة قوله: "أنت طالق، وأما الوقوع بالأخريين فظاهر، لأنه لو ذكر أنت طالق وقع الطلاق، فإذا ذكره وذكر المصدر معه فالمصدر يزيده تأكيداً فكان أولى، وأما كون الواقع به رجعياً فلأنه صريح لا يحتاج إلى النية. (المستخلص)

الطَلاقَ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وإِن نَوَى ثَلاثًا كَانَتْ ثَلاثًا، وإِن نَوَى ثِنتَينِ كَانَتْ وَاحِدَةً (أ)، وهَذه مثلُ قَولِه: أنت بَائِنٌ، وبَتّةٌ وبَتلَةٌ (٢)، وحَرَامٌ، وحَبلُك عَلَى غَارِبِك (٢)، والحَقى بِأهلَك (١)، وهَذه مثلُ قَولِه: أنت بَائِنٌ، وبَتّةٌ وبَتلَةٌ (٢)، وحَرَامٌ، وحَبلُك عَلَى غَارِبِك (٢)، والحَقى بِأهلَك (١)، وخَليّةٌ (٥)، وبَرِيئَةٌ، ووَهَبتُك لأهلك (٢)، وسَرّحتُك (٧)، واختَارِى، وفَارَقتُك (٨)، وأنت حُرّةٌ (١)، وتَقَنّعِى (١٠)، واستَترى، واغربي (١١)، وابتَغِى الأزوَاجَ، فإن لَم يَكُن لَه نِيّةُ الطَلاقِ لَم يقعْ بهذه

احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغيره يحتاج فيه إلى النية، ولا يقع إلا واحدة، لأنه قوله: "أنت طالق" فيها مقتضى أو مضمر، وههنا جواب وسؤال، ولو كان مظهرًا لا تقع به إلا واحدة، فإذا كان مضمرًا أولى، وفي قوله: أنت واحدة، وإن صار المصدر مذكورًا لكن التنصيص على الواحدة تنافى نية الثلاث، ولا معتبر باعتبار الواحدة عند عامة المشايخ وهو الصحيح، لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب. (الهداية مع "العناية" وغيرها)

(۱) قوله: "وإن نوى ثنتين كانت واحدة" ولا تصح نية الثنتين عندنا، وقال زفر: يقع الثنتان لنا أن البينونة لا يتضمن العدد، ألا ترى أنك لا تقول: أنت باثنتين، فلا يصح أن يقع النية ما لم يتضمنه الكلام، وليس كذلك إذا أراد الثلث، لأنها لا تقع من حيث العدد، ولكنها نوع بينونة، ولهذا إذا قال لزوجته الأمة: أنت بائن، ينوى الثنتين وقعتا؛ لانتهاء البينونة العلياء في حقها كالثلاث في حق الحرة، كذا في "الجوهرة".

#### (٢)كلاهما بمعنى القطع.

- (٣) قوله: "وحبلك على غاربك" تمثيل لأنه تشبيه بالصورة المنتزعة عن أشياء، وهي هيئة الناقة إذا أريد إطلاقها للرعي، أوهي ذات رسن، فألقى الحبل على غاربها، وهو ما بين السنام والعنق، فشبه بهذه الهيئة الإطلاقية لطلاق المرأة من قيد النكاح أو العمل أو التصرف، وصار كناية في الطلاق لتعدد صور الإطلاق، كذا في "مجمع الأنهر".
- (٤) قوله: "والحقى بأهلك" وهو أمر من لحق من حد علم وفتح الألف وكسر الحاء خطأ، فإنه يصير من إلحاق، وهو فعل متعدّ، والصحيح أن يجعل من اللحوق، فيحتمل لأنى طلقتك أو سيرى بسيرة أهلك، كذا في "رمز الحقائق".
  - (٥) قوله: "وخلية" أي عن النكاح، أو شيء آخر، وكذا البرية.
  - (٦) قوله: "ووهبتك لأهلك" فيحتمل أنى عفوت عنك لأجل أهلك، أو وهبتك لهم لأني طلقتك.
    - (٧) گذاشتم، يحتمل بالطلاق، ويحتمل في حوائجي. (ج)
      - (٨)يحتمل الطلاق، ويحتمل ببدني. (ج)
      - (٩)يفيد التحريم، ويحتمل كونها حرة. (ج)
- (١٠) قوله: "وتقنعي" أمر بأخذ القناع على وجهها، فيحمل لأنك بِنتَ مني، وحرم على نظرك أو عن الأجنبي لئلا ينظر إليك واستترى كذلك.
- (١١) قوله: "واغربي" بالغين المعجمة والراء المهملة أي تباعدي عني، لأني طلقتك، أو لزيارة أهلك، وروى "اعزُبي" -بالعين المهملة والزاء المعجمة- من العزوبة، معناه غيبي وابعدي، ومنه قوله تعالى : ﴿وَمَا يَغرُبُ عَن ربّكَ مِن مثقَالِ ذَرّة﴾ والعزوب: البعد والذهاب، وابتغى الأزواج يحتمل لأني طلقتك، ويحتمل إبعادها

الألفَاظ طَلاقُ إلا أَن يَكُونَا في مُذَاكَرة الطَلاق، فيقَعُ بِهَا الطَلاقُ في القَضَاء، ولا يَقَعُ فيما بَينَه وبَينَ الله تَعَالَى إلا أن يَنويَه (١) وإن لَم يَكُونَا في مُذَاكَرة الطَلاق، وكَانَا في غَضب، أو خُصومة وَقَعَ الطَلاقُ بِكُلِّ لَفظة لا يَقصُدُ بِهَا السَبَّ والشَّتِيمَةَ، ولَم يَقَع بِمَا يَقصُدُ بِهَا السَبَّ والشَّتِيمَةَ إلا أن يَنويَه (٢).

وإذَا وَصَفَ الطَلاقَ بِضَربٍ منَ الزِيَادَةِ كَانَ بَائِنًا (٣)، مِثلَ أَن يَقُولَ: أنت طَالِقٌ بائِنٌ، وأنت طَالِقٌ البِدعةِ، أو وأنت طَالِقٌ أشد الطَلاق، أو طَلاقُ البِدعةِ، أو كَالجَبلَة، أو ملءُ البَيت.

وإذَا أَضَافَ الطَلاقَ إِلَى جُملَتهَا، أَو إِلَى ما يُعَبَّرُبِه عَن الجُملَة وَقَعَ الطَلاقُ، مثلَ أَن يَقُولَ: أنتِ طَالِقٌ، أُو رَقبتكِ طَالِقٌ أَو عُنقُكِ طَالِقٌ، أَو رُوحُك، أَو بَدَنُك، أَو جَسَدُك، أَو فَرجُك، أَو رَقبتكِ طَالِقٌ أَو رُوحُك، أَو بَدَنُك، أَو جَسَدُك، أَو فَرجُك، أَو وَجَهُك، وكذَ لِكَ إِن طَلّقَ أَن جُزءً شَائعًا مِنهَا، مِثلَ أَن يَقُولَ: نَصفُك أَو ثُلَثُك طَالِقٌ ( ) وإن قَالَ: يَدُك بِ مَل اللّهُ إِن طَلَقَهَا نِصفُ تَطلِيقَةً ، أَو ثُلثَ طَالِقٌ ( ) وإن قَالَ: يَدُك بِ اللّهِ عَلَي عَلَي الطّلاقُ ( ) وإن طَلّقَهَا نِصفٌ تَطلِيقَةً ، أَو ثُلثَ

منه، أو ابتغى الأزواج من النساء، لأن الزوج لفظ مشترك بين الرجال والنساء. (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>١) قوله: "فيقع بها الطلاق في القضاء، ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه" لأن هذه الألفاظ لما خرجت جوابًا لسؤالها الطلاق كان ذلك طلاقًا في الظاهر، وإنما لم يقع فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه يحتمل أن يكون جوابًا لها، ويحتمل أن يكون ابتداء، فلا يقع إلا بالنية. (الجوهرة النيّرة)

 <sup>(</sup>۲) قوله: "إلا أن ينويه" فحينتل يقع الطلاق، لأن الحال يدل على الشتمة، وهو أدنى، فلا يحتمل على الطلاق، وهو أعلى إلا بالتعين، فإذا نوى الطلاق تعين الطلاق بلا منازعة. (الفاتح)

<sup>(</sup>٣) قوله: "كان بائنًا، لأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ، فإذا وصفه بزيادة أفاد معنى ليس في لفظه، كذا في الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٤) قوله: "مثل أن يقول: أنت طالق أو رقبتك. . . إلخ " لأن كل واحد من هذه الأشياء يعبر به عن الجملة، أما الجسد والبدن فظاهر، وكذا غيرهما، قال الله تعالى: ﴿فَتَحرِيرُ رَقَرَةٍ ﴾، وقال: ﴿فَظَلَت أَعنَاقُهُم ﴾، وقال عليه السلام: «لعن الله الفروج على السروج»، ويقال: فلان رأس القوم، ووجه العرب، وهلك روحه بمعنى نفسه، ومن هذا القبيل الدم، في رواية يقال: دمه هدر، ومعناه النفس، وهو الظاهر كما في "الهداية".

<sup>(</sup>٥) قوله: "إن طلق جزء شائعًا منها" لأن الجزئية ثبت في الشائع، ثم يسرى إلى الكل كما إذا أعتق بعض الجارية مثلا. (الفاتح)

<sup>(</sup>٦)وكذا ربعك، أو سدسك، أو عشرك. (ج)

<sup>(</sup>٧) قوله: "يدك" فإن قيل: اليديعبر بها عن الكل، قال الله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ ﴾ ﴿ وَلا تُلقُوا

تَطلِيقَة كَانَت ْ تَطلِيقَة وَ احِدَة (١) وطَلاق المُكرَه (١) والسّكرَان (١) وَاقِع ، وَيَقَعُ الطَلاق إذَا قَالَ: نَوَيتُ بِهِ الطَلاق (١) . ويَقَعُ طَلاق الأخرَس بِالإشَارَةِ، وإذَا أَضَافَ الطَلاقَ إلَى النِكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِكَاحِ (٥) ، مِثلُ أَن يَقُولَ: إِن تَزَوّ جَدُك ، فأنت طَالِق ، أو قَالَ: كُلّ امرَأَة أَتَزَوّ جُهَا، فهِي

بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهِلُكُةَ ﴾، لأن المراد بها النفس كما صرح في التفاسير، أُجيب بأن مجرد الاستعمال لا يكفي، بل لا بد من شيوع ذلك الاستعمال، وكونه عرفًا، واستعمال اليد في الكل نادر حتى إذا كان عند قوم يعبرون بأي عضو كان عن الجملة يقع الطلاق في عرفهم، ولا يقع في عرف غيرهم، كذا في "مجمع الأنهر".

- (٨) لأنه لا يعبّر بها عن الجملة في الأغلب.
  - (١) لأن الطلاق لا يتجزّاً. (ج)
- (٢) قوله: "وطلاق المكره [فإن طلاقه صحيح لإقراره بالطلاق، كذا في "الدر المختار"] والسكران واقع " أما المكره فطلاقه واقع عندنا، وقال الشافعي رحمه الله: لا يقع، والخلاف فيما إذا أكره على لفظ الطلاق، أما إذا أكره على إقرار به، فأقر به لا يقع إجماعًا، لأنه لم يقصد به إيقاع الطلاق، بل قصد الإقرار، والإقرار يحتمل الصدق والكذب، وقيام السيف على رأسه يدل على أنه كاذب، والهزل بالطلاق يقع طلاقه لقوله عليه السلام: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والعتاق والطلاق، ودليل الفريقين مذكور في المطولات. (الجوهرة وغيرها)
- (٣) قوله: "والسكران" لأن الشرع لما خاطبه في حال سكره بالأمر والنهى بحكم فرعى كالصلاة عرفنا أنه اعتبره كقائم العقل تشديدًا عليه في الأحكام الفرعية، وقد فسروه هنا بمذهب الإمام، وهو من لا يعرف الرجل من المرأة، ولا السماء من الأرض، وهو المعتمد، واختاروا في وجوب الحد عليه تفسيره بقولهما: وهو من يهزو في أكثر كلامه، واختاروا في نقض الطهارة، وفي حلفه أن لا يسكر، تفسيره بأن الذي في مشيته خلل، كذا في حاشية "الطحاوي".
- (٤) قوله: "ويقع الطلاق إذا قال . . . إلخ" يعنى المكره والسكران، لأن الإكراه والسكر لا يؤثران في الطلاق، فإذا أخبرا أنه كان قاصدًا لذلك، فقد أكده فوقع، وهذا اختيار الكرخي والطحاوي، ويحتمل أن الشيخ ترجح قولهما عنده، فإذا أفاق السكران وأقر على نفسه أنه نوى الطلاق صدق عند الكرخي والطحاوي، ويقع الطلاق حينيذ بالإجماع .

وقال عامة أصحابنا: إن صريح الطلاق من السكران من الخمر والنبيذ يوقع الطلاق من غير نية، فعلى هذا القول يحتمل أن يكون قوله: "يقع الطلاق إذا قال: نويت به الطلاق" وقع سهوا من الكاتب، وفي بعض النسخ: ويقع الطلاق بالكنايات هي التي تفتقر إلى النية.

وفى بعض النسخ: ويقع الطلاق بالكتاب، فإن كان كذا فالمراد به إذا كتب طلاق امرأته كتابًا مستبينًا على لوح، أو حائط، أو رسل، أو ورق الأشجار، أو غير ذلك وهو مستبين، إن نوى الطلاق وقع وإلا لا، وقيل: المستبين كالصريح، وأما إذا كان لا يستبين بأن كتب في الهواء، أو على الحديد أو على صخرة صمّاء لا يقع نوى أو لم ينو بالإجماع، وأما إذا كتب على وجه الكتابة والرسالة والخطاب مثل أن يكتب: يا فلانة! إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق، فإنها تطلق بوصول الكتاب إليها، ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق، كذا في "الجوهرة".

(٥) وهو قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، ولأنه علق بالشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط.

طَالِقٌ، وإذَا أَضَافَه إلى شَرط وَقَعَ عَقيبَ الشَرط (١) مثلُ أَن يَقُولَ لامرَ أَته: إن دَخَلَتِ الدَارَ، فأنت طَالِقٌ، وإذَا أَضَافَهُ إلى ملكِه، فإن فأنت طَالِقٌ، ولا يَصِح إضَافَةُ الطَلاقِ إلا أن يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا، أو يُضِيفُه إلى ملكِه، فإن قَالَ لا جنَبِيّة: إن دَخَلت الدَارَ، فأنت طَالقٌ، ثُمّ تَزَوّجَهَا، فدَ خَلت الدَارَ لَم تُطَلّق (١).

وألفَاظُ الشَرطِ ("): إن، وإذَا، وإذَا مَا، وكُلّ، وكُلّمَا، ومَتَى، ومَتَى مَا، ففى كُلّ هَذِه الأَلفَاظِ إِن وُجِدَ الشَرطُ انحَلّت اليَمِينُ (")، ووَقَعَ الطَلاقُ، إلا في كُلّمَا (")، فإن الطَلاقَ يَتَكَرّرُ الشَرطُ حَتّى يَقَعَ ثَلاثُ تَطلَيقَات، فإن تَزَوّجَها بَعدَ ذَلِكَ، وتَكرّرَ الشَرطُ لَم يَقَع شَكرّرَ الشَرطُ لَم يَقَع شَكرّرَ الشَرطُ لَم يَقع شَيءٌ (")، وزَوالُ المِلكِ بَعدَ اليَمينِ لا يُبطِلُها (")، فإن وُجدَ الشَرطُ في ملكِ انحَلّت اليَمينِ لا يُبطِلُها (")، فإن وُجدَ الشَرطُ في ملكِ انحَلّت اليَمين

<sup>(</sup>۱) قوله: "وقع عقيب الشرط" هذا بالاتفاق، لأن الملك قائم في الحال، والظاهر بقاءه إلى وقت الشرط، ولأنه إذا علقه بالشرط صار عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق في ذلك الوقت، فإذا وجد الشرط والمرأة في ملكه وقع الطلاق كأنه قال لها في ذلك الوقت: "أنت طالق"، وإن خرجت من ملكه بعد هذا القول، ثم وجد الشرط وهي في غير ملكه لم تطلق، وانحلت اليمين لما بينا أنه يصير عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٢) لأنه لم يوقع الطلاق في نكاح، وإلا أضافه إلى نكاح. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٣) إنما قال، وألفاظ الشرط، ولم يقبل: وحروف الشرط؛ لأن بعضها اسماء، وبعضها حروف. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٤) قوله: "انحلت اليمين" أي انتهت، لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار، فبوجود الشرط مرة يتم الشرط، ولا بقاء لليمين بدونه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "إلا في كلما" لأن كلما تقتضي تعميم الأفعال، قال الله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَت جُلُودُهُم بَدَّلَنَاهُم جُلُودًا غَيرَهَا﴾ و ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَحْرُجُوا مِنِهَا مِن غَمَّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾ فكررت النضج وَإرادة الخروج، وذلك أفعال. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) قوله: "فإن تزوجها بعد ذلك، وتكرر الشرط لم يقع شيء" أي فإن تزوجها بعد زوج آخر، وتكرر الشرط لم يقع شيء عندنا، وقال زفر: تطلق.

لنا أن الملك قد انقضى والتطليقات التى استأنفها فى الثانى لم تكن ملكه حالة اليمين ولا شىء منها، ولاكانت مضافة إلى ملكه فلم يقع شىء، واعلم أن كلما إذا دخلت على نفس التزوج بأن قال: "كلما تزوجت امرأة، فهى طالق" يحنث بكل مرة وإن كان بعد زوج، لأن انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزويج، وذلك غير محصور بيانه إذا قال: "كلما تزوجتك، فأنت طالق ثلاثًا" طلقت كلما تزوجها أبدًا، لأنها تكرر الفعل، وقدأضاف الطلاق إلى تزوجها، فمتى وجد الشرط وقع الطلاق، ولا يشبه ذلك قوله: كلما دخلت الدار، وكلما كلمت فلانًا، فإن الطلاق يتكرر عليها ما دامت فى ملكه فى ذلك النكاح، فإذا زال طلاق ذلك الملك لم ينصرف التكرار إلى غيره، كذا فى شرحه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) قوله: "لا يبطلها [أي اليمين]" لأنه لم يوجد الشرط، والجزاء باقي لبقاء اليمين، فيبقى اليمين،

ووَقَعَ الطَّلاقُ، وإن وُجدَ في غَير الملك انحلَّت اليَمينُ، ولَم يَقَع شَيءٌ.

وإذَا اختَلَفَا فِي وُجُودِ الشَرط، فالقَولُ قُولُ الزَوجِ فِيهِ إلا أن تُقِيمَ المَرأَةُ البَينَةَ (١)، فإن كانَ الشَرطُ لا يُعلَمُ إلا مِن جَهَتَهَا، فالقَولُ قُولُها (١) في حَق نَفسها، مثلَ أن يقولَ: إن حضت فأنت طَالِقٌ، فقالَتْ: قَد حضتُ، طُلَقتْ، وإن قَالَ لَهَا: إذَا حضت فأنت طَالِقٌ وفلانةٌ مَعَك، فقالَتْ: قَد حضتُ طُلِقَتْ هي ولَم تُطلق فُلانةٌ (١)، وإذَا قَالَ لَهَا: إذَا حضت، فأنت طَالِقٌ فَعَالَتْ فَانتِ طَالِقٌ فَلانةٌ أيّامٍ حَكَمنا (١) فَوَلَتُ اللّهَ أيّامٍ حَكَمنا (١) فَرَأْتِ اللّهَ مَلَم يَقَع الطلاق، حَتّى يَستَمر اللّه مُثلاثَة أيّامٍ (١)، فإذَا تَمّت ثَلاثَة أيّامٍ حَكَمنا (١) بوقُوع الطلاق من حين حاضت، وإن قَالَ لَهَا: إذَا حضت حيضة فأنت طَالِقٌ، لَم تُطَهُر أَن مِن حَيضَها، وطلاق الأمّة تَطليقتَان (١)، وعد تُنها حيضتان، حُرّا كَانَ زَوجُها أو عَبدًا، والمرادزواله بمطلقة، أو طلقتين، أما إذا زال بثلاث طلقات، فإنه يزيلها إذا كانت مضافة إلى سبب الملك، فحينذ لا يبطل بالثلاث أيضًا، كذا في مجمع الأنهر".

- (١) قوله: "إلا أن تقيم المرأة البينة" لأن الأصل بقاء النكاح، وهي تدعى عليه زواله بالحنث في شرط يجوز أن يطلع غيرها، فلا يقبل قولها إلا ببينة. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "فالقول قولها" لأنها أمينة في حق نفسها، ولا يعلم ذلك إلا من جهتها، فيقبل قولها لنلا يقع الزوج في الحرام، كذا في "شرح البرجندي".
- (٣) قوله: "ولم تطلق. . . إلخ" لأنها شاهدة في حق ضرتها، وهي متهمة، فلا يقبل قولها في حق ضرتها، وهذا إذا كذبها، فإنه يقع عليها خاصة، أما إذا صدقها وقع عليهما جميعًا، وهذا أيضًا إذا لم يعلم وجود الحيض منها، أما إذا علم طلقت فلانة أيضًا، وعلى هذا كل ما لم يعلم إلا من جهتها مثل قوله: إن كنت تحبيني وتبغضيني، فأنت طالق، فالقول قولها، لأن المحبة والبغض لا يعلم إلا من جهتها، كذا في "الجوهرة النيّرة".
  - (٤) قوله: "حتى يستمر . . . إلخ " لأن ما ينقطع دونه لا يكون حيضًا. (الجوهرة)
  - (٥) قوله: "حكمنا" لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان حيضًا من الابتداء، كذا في "الهداية".
- (٦) قوله: "لم تطلق حتى تطهر" وذلك لأن شرط الوقوع وجود حيضة كاملة، ولا يتحقق ذلك إلا بعد أن تطهر من حيضها، وليس كذلك في المسألة الأولى، لأنه جعل الشرط وجود الحيض، وذلك يكون بأول ما ترى الدم إلا أنا شرطنا استمراره ثلاثة أيام لنعلم أنه دم حيض، فإذا استمر تبين أنه دم حيض، فوقع الطلاق عليها حين رأت الدم، كذا قال العلامة في الأقطع.
- (٧) قوله: "وطلاق الأمة" والأصل في هذا أن الطلاق والعدة عندنا معتبران بالنساء، وقال الشافعي: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وتفسيره حرة تحت عبد طلاقها ثلاث عندنا، وعنده ثنتان، وأجمعوا أن عدتها ثلاث حيض، أمة تحت حر طلاقها ثنتان عندنا، وعنده ثلاث، وأجمعوا أن عدتها حيضتان، وأما إذا كانت الأمة تحت عبد، فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان بالإجماع، وأجمعوا أن عدد المنكوحة معتبر بالرجال، فإن كان الرجل حرّا يملك أربعًا من الحرائر والإماء، وإن كان عبدا يملك اثنتين حرتين كانتا أو أمتين، كذا في "الجوهرة النيرة".

وطَلاقُ الحُرَّة ثَلاثٌ، حُرًا كَانَ زَوجُهَا أو عَبدًا، وإذَا طَلَقَ الرَجُلُ امرَأْتَه قَبلَ الدُّخُولِ بِهَا ثَلاثًا وَقَعنَ عَلَيهَا (١)، وإن فَرَّقَ الطَلاقَ بَانَت بالأولَى (٢)، ولَم تَقَع الثَّانيَةُ والثَّالثَةُ .

وإن قَالَ لَهَا: أنت طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَوَاحِدَةٌ وَقَعَت عَلَيهَا وَاحِدَةٌ "، ولَو قَالَ لَهَا: أنت طَالِقٌ وَاحِدَةٌ وَقَعَت عَلَيهَا وَاحِدَةٌ وَقَعَت عَلَيهَا وَاحِدَةٌ وَقَعَت عَلَيهَا وَاحِدَةٌ وَإِن قَالَ لَهَا: وَاحِدَةٌ قَبلَهَا وَاحِدَةٌ وَقَعَت عَلَيهَا وَاحِدَةٌ وَإِن قَالَ لَهَا: وَاحَدَةٌ وَإِن قَالَ لَهَا: أنت طَالِقٌ وَاحِدَةٌ عَلَيهَا ثِنتَان، وإِن قَالَ لَهَا: أنت طَالِقٌ وَاحِدَةٌ، وَقَعَت وَاحِدَةٌ، وإِن قَالَ لَهَا: أنت طَالِقٌ وَاحِدَةٌ بَعِدَ وَاحدَة، أو مَعَ وَاحدَة، أو مَعَهَا (°) وَاحدَةٌ وَقَعَت ثنتَان .

وإِن قَالَ لَهَا: إِن دَحَلتِ الدَارَ، فأنتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ ووَاحِدَةٌ، فدَحَلَتِ الدَارَوقَعَت عَلَيهَا وَاحِدَةٌ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (١) . وقَالا: تَقَعُ ثِنتَانِ، وإِن قَالَ لَهَا: أَنتِ طَالِقٌ بِمَكّة، فهِي طَالِقٌ في الدَارِ، وإِن قَالَ فهي طَالِقٌ في الدَارِ، وإِن قَالَ فهي طَالِقٌ في الدَارِ، وإِن قَالَ

<sup>(</sup>۱) قوله: "وقعن . . . إلخ" لأن الواقع مصدر محذوف لأن معناه طلاقًا ثلاثًا، وهذا لأن العدد إذا قرن بالكلام كان هو المقصود بالتكلم، فلا يعتبر اللفظ كلامًا قبل التكلم به، فلم يكن قوله: " «أنت طالق» إيقاعًا على حدة، فيقعن جملة، ومذهب الحسن أنها تبين بقوله: "أنت طالق" لا إلى عدة، وقوله: "ثلاثًا" يصادفها، وهي أجنبية، ومذهبنا مذهب على وابن مسعود رضى الله عنهما على أن الإمام محمدًا قال: بلغنا وقوع الثلاث عنه عليه السلام، كذا في "الفتح" وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: "بانت بالأولى... إلخ" وذلك مثل أن يقول: أنت طالق طالق طالق، لأن كل واحد إيقاع على حدة إذا لم يذكر في آخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف عليه، فتقع الأولى في الحال، فتصادفها الثانية وهي أجنبية، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٣) لما ذكرنا أنها بانت بالأولى.

<sup>(3)</sup> قوله: "وقعت عليها واحدة" وكذا إذا قال: واحدة بعدها واحدة، والأصل أن الملفوظ به أولا إن كان موقعًا أولا وقعت ثنتان، فإذا ثبت هذا فقوله: "أنت طالق موقعًا أولا وقعت ثنتان، فإذا ثبت هذا فقوله: "أنت طالق واحدة قبل واحدة "الملفوظ به أولا موقع أولا، فيقع الأولى وتصادفها الثانية، وهي أجنبية، وكذا واحدة بعدها واحدة الملفوظ به أولا موقع أولا فيقع الأولى لاغير، لأنها أوقع واحدة، وأخبر أن بعدها أخرى، وقد بانت بهذه، كذا في "الحوهرة النبرة".

 <sup>(</sup>٥) لأن مع للمقارنة فكأنه قرن بينهما، فوقعتا، وفي المدخول بها يقع ثنتان في الوجوه كلها لقيام المحلية بعد وقوع الأولى.

 <sup>(</sup>٦)قوله: واحدة عند أبى حنيفة رحمه الله. . . إلخ يريد به إن قدم الشرط، وعندهما يقع ثنتان، وأما إذا أخر الشرط يقع ثنتان إجماعًا. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) لأن الطلاق لا يختص عكان دون مكان.

لَهَا: أنت طَالِقٌ إِذَا دَحَلت بِمَكَةً لَم تُطَلّق (') حَتَّى تَد خُلَ مَكَة ، وإن قَالَ: أنت طَالِقٌ غَدًا وَقَعَ عَلَيهَا الطَلاق ، إلى الطَلاق ، أو قَال لَه الفَجرِ الثّانى (۲) ، وإن قَال لامرَ أته: احتَارِى نَفسَك يَنوِى بِذَلِك الطَلاق ، أو قَال لَها: طَلّقى نَفسَك فَلَهَا أن تُطلّق نَفسَها ما دَامَت فى مَجلسها ذَلِك ، فأن قَامَت منه ، أو أَخذَت فى عَملٍ آخَر خَرَجَ الأمرُ من يَدها، وإن احتارت نُفسَها فى قولِه: قامَت منه ، أو أَخذَت فى عَملٍ آخَر خَرَجَ الأمرُ من يَدها، وإن احتارت نُفسَها فى قولِه : "احتَارِى نَفسَك "كَانَت واحدة بَائِنة (۲) ، ولا يَكُون ثَلائًا ، وإن نَوى الزَوج دَلك (٤) ، ولا بُدّ من ذكر النّفس فى كَلامه ، أو فى كَلامها أَلاثًا ، وإن طَلقت نَفسَها فى قوله : طَلّقى نَفسَك ، فهى وَاحدة أَرَجعيّة (٢) ، وإن طَلّقت نَفسَها فى قوله : طَلّقى نَفسَك ، فهى وَاحدة أَرَادَ الزَوج دُلِك وَقَعَن عَلَيهَا (٧) ، وإن قَال لَهَا:

(٨)أي تطلق في الحال.

(١)لأنه علقه بشرط الدخول، وهو فعل غير موجود، فلم تطلق دون وجوده.

(٢) قوله: "بطلوع الفجر الثاني" لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد، وذلك بوقوعه في أول جزء منه، فإن نوى به آخر النهار صدق ديانة لا قضاءً، لأنه نوى التخصيص في العموم وهو يحتمله، ونية التخصيص في العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى كما إذا قال: لا آكل طعامًا وهو ينوى طعامًا دون طعام. (الجوهرة)

- (٣) قوله: "كانت واحدة باثنة" لأنه من الكنايات على ما تقدم، وهذا لأنه يحتمل أنه خيرها في النفقة والسكني، أو الكسوة، أو الدار مسكنًا، ويحتمل أنها خيرها في نفسها، فلا يتعين إلا بالنية، والواقع به بائن، لأن اختيارها نفسها به يتحقق لثبوت اختصاصها بنفسها في البائن دون الرجعي، كذا في "تبيين الحقائق".
- (٤) قوله: "ولا يكون ثلاثًا، وإن نوى الزوج ذلك" لأنه ليس بتمليك وصفا، وإنما جعل تمليكًا على خلاف القياس لإجماع الصحابة رضى الله عنهم، ولأن الاختيار لا يتنوع بخلاف الإبانة، لأنها تتنوع، يقال: بانت بينونة صغرى وكبرى، وعند مالك: يقع ثلاث بلانية، وعند الشافعي: يقع ثلاث إذا كان بالنية. (العيني ومستخلص الحقائق)
- (٥) قوله: "ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها" أي يشرط ذكر النفس متصلا، وإن انفصل فإن كان في المجلس صح وإلا فلا، فلو قال لها: "اختارى" فقالت في الحترت" ليس بشيء، لأن قولها: "اخترت اخترت ليس بشيء، لأن قولها: "اخترت يحتمل نفسي ويحتمل زوجي، فلا تطلق بالشرط، ولأن ذلك عرف بإجماع الصحابة، وهو في ذكر النفس من أحد الجانبين، ولأن قوله: "«اختارى» مبهم، وقولها: "اخترت" مبهم أيضًا، والمبهم لا يصلح تفسيرًا للمبهم. (العيني والمستخلص)
- (٦) قوله: "فهى واحدة رجعية" لأنه أمرها بصريح الطلاق، وصريح الطلاق إذا لم يكن بائنًا كان رجعيًا. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "وقعن عليها" لأن قوله: "طلقى» معناه افعلى فعل الطلاق، وهو اسم جنس، فيقع على الأقل مع احتمال الكل، فلهذا يعمل فيه نية الثلاث، ويصرف إلى الثلاث عند عدمها، ثم إذا طلقت نفسها ثلاثًا، وقال الزوج: إنما أردت واحدة لم يقع عليها شيء عند أبى حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: تقع واحدة، كذا في

طَلَقَى نفسَكَ مَتَى شئْت، فَلَهَا أَن تُطَلَّقَ نَفسَهَا فَى المَجلَسِ وبَعدَه (۱)، وإذَا قَالَ لرَجُلِ: طَلَّق امرَأَتِي، فلَه أَن يُطلَّقَهَا في المَجلِسِ وبَعدَه (۲)، وإن قَالَ: طَلَّقهَا إن شئت، فلَه أن يُطلَّقهَا في المَجلِسِ وبَعدَه أَن وإن قَالَ عَلَيْهُ أَن يُطلِّقهَا أَن يُطلِّقهَا أَن يُطلِّقهُا في المَجلِسِ خَاصَةً (۱)، وإن قَالَ لَهَا: إن كُنت تُحبينِي أُو تُبغضِينِي، فأنت طَالِقُ، فقالَت : أنَا أحبينَ، أو أبغضُكَ وَقَعَ الطلاقُ (۱)، وإن كَانَ في قَلبهَا خلافُ مَا ظَهَرَت .

وإن طَلَقَ الرَجُلُ امرَأَتَه (°) في مَرَضِ مَوتِه طَلاقًا بائنًا فَمَاتَ، فَهِيَ في العِدَّةِ وَرِثَت مِنهُ، وإن مَاتَ بَعدَ انقِضَاءِ عِدَّتهَا، فلا مِيرَاثَ لَهَا، وإذَا قَالَ لامرَأْتِه: أنتِ طَالِقٌ إن شَاءَ الله متصلالَم يَقَع الطَلاقُ عَلَيهَا (١).

وإن قَالَ لَهَا: أنت طَالِقٌ ثَلاثًا إلا وَاحِدَةً طُلِقت ثِنتَين، وإن قَالَ: ثَلاثًا إلا ثنتَين طُلِقَت وَاحدَةً، وإذَا مَلَكَ الزَوجُ امرَأتَه، أو شقصًا منهَا، أو مَلَكَت المرَرأةُ زَوجَهَا، أو شقصًا منهَا

آالجوهرة".

<sup>(</sup>١) قوله: "في المجلس وبعده" أي في أي مجلس كان، لكن مرة واحدة، لأن متى لعموم الزمان لا لعموم الأفعال، فلاتملك تطليقا بعد تطليق، كذا في البرجندي.

<sup>(</sup>٢)قوله: "فله أن يطلقها في المجلس وبعده "وله أن يرجع، لأنه توكيل، وإنه استعانة، فلا يلزم، ولا يقتصر على المجلس بخلاف قوله لامرأته: طلقى نفسك، لأنها عاملة لنفسها، فكان تمليكًا لا توكيلا، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٣)قوله: "في المجلس خاصة" لأنه علق بمشيئته، فصار تمليكًا لا توكيلا، فيتقدر بالمجلس، ولا يرجع عنه، كذا في "مجمع الأنهر".

<sup>(</sup>٤) قوله: "وقع الطلاق. . . إلخ" ويقتصر على المجلس أيضًا، لأن المحبة أمر باطني، فلا بد من إقامة اللفظ مقامها، فقولها: «أحبك» يقوم مقام المحبة، لأن اللفظ يدل على ما في الذهن، وكذا في صاحبه. (الفاتح)

<sup>(</sup>٥) قوله: "وإن طلق الرجل . . . إلخ "معناه إذا طلقها بغير سوال منها ، ولا رضاء ، أما إذا سألته ذلك فطلقها بائناً أو ثلاثاً ، أو خالعها ، أو قال لها : اختارى فاختارت نفسها فمات وهى فى العدة لاثرت ، لأنها رضيت بإبطال حقها ، وإنما ذكر البائن ، لأن الرجعى لا يحرم الميراث فى العدة سواء طلقها بسوالها أو بغير سؤالها ، لأن الرجعى لا يزيل النكاح حتى لو طلقها فى صحته طلاقًا رجعيًا ومات وهى فى العدة ورثت منه وانقلبت عدتها إلى عدة الوفاة ، كذا فى "الجوهرة النيرة" .

<sup>(</sup>٦) قوله: "لم يقع الطلاق عليها" لقوله عليه السلام: من حلف بطلاق أو عتاق، فقال إن شاء الله تعالى متصلا به لا حنث عليه، ولأنه أتى بصورة الشرط، فيكون تعليقاً من هذا الوجه، وإنه إعدام قبل الشرط، والشرط لا يعلم ههنا، فيكون إعدامًا من الأصل، ولهذا يشترط أن يكون «إنشاء الله» متصلا به بمنزلة سائر الشروط، كذا في "الهداية".

وَقَعَت الفُرقَةُ بَينَهُ مَا (١).

## بَابُ الرَجعَة (٢)

إذَا طَلَقَ الرَجُلُ امرأَتَه تَطليقَةً رَجْعيّةً، أو تَطليقتَين، فَله أن يُرَاجِعَهَا في عدّتِهَا رَضيَت السَمرأةُ بِذَلِكَ، أو لَم تَرضَ (٣)، والرَجعَةُ أن يَقُولَ لَهَا: رَاجَعتُك أو رَاجَعتُ امرَ أتِي (٤)، أو يَطأهَا، أو يُقبّلُهَا، أو يَلمِسُهَا بِشَهوَة، أو يَنظُرُ إلى فَرجِهَا (٥) بِشَهوَة، ويُستَحَبُ لَه أن يُشهدَ عَلَى الرَّجعَة شَاهِدَ ين (٢)، وإن لَم يُشهد صَحّت الرَجعَة (٧)، وإذَا انقَضَت العِدّةُ، فقَالَ الزَوجُ: قَد

(١) قوله: "وقعت الفرقة بينهما" لمنافاة بين الملكين إما ملكها إياه، فلاجتماع بين المالكية والمملوكية، وإما ملكه إياها، فلأن ملك النكاح ضرورى، ولاضرورة مع قيام ملك اليمين، فينتفى، كذا في "الهداية".

(٢) قوله: "باب الرجعة" لما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعًا، أخرها وضعًا لينا سب الوضع الطبع، كذا في "الدر المختار".

قال في "النهر": والجمهور على أن الفتح فيها أفصح من الكسر خلافًا للأزهري، في دعوى أكثرية الكسر، وللمكي تبعًا لابن دريد في إنكار الكسر على الفقهاء، وهو يتعدى، ولا يتعدى أي يستعمل فعله متعديًا بنفسه ولازما، فيتعدى بـ إلى ".

قال في "الفتح": يقال: رجع إلى أهله، ورجعته إليهم أى رددته، وقال تعالى: ﴿فَإِن رَجَعَكَ اللهُ إلى طَائِفَة منهُم﴾، ويقال في مصدره أيضًا: رجعًا ورجوعًا ومرجعًا، والرجعة والرجعى -بكسر الراء- وربما قالوا: إلى الله رجعانك، كذا في "رد المحتار"، وهي استدامة الملك القائم بلا عوض ما دامت في العدة، أي عدة الدخول حقيقة إذ لا رجعة في عدم الخلوة، كذا قاله ابن كمال.

وفى "الجوهرة": هي عبارة عن ارتجاع المطلق مطلقته على حكم النكاح الأول، وهي تثبت في كل مطلقة بصريح الطلاق بعد الدخول ما لم يستوف عدد الطلاق عليها، ولم يحصل في مقابلة طلاقها عوض، انتهى، وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطأ بنحو : راجعتك ورددتك ومسكتك، لأنه صريح، وكل ما يوجب حرسة المصاهرة، كذا في "الدر المختار".

(٣) قوله: "رضيت المرأة بذلك، أو لم ترض لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقتُمُ النّسَاءَ فَبَلَغنَ أَجَلَهُنَ فَأَسيكُوهُنَ بِمَعرُوفِ﴾ يعنى إذا قرب انقضاء عدتهن، فأمسكوهن سن غير فصل بين الرضاء وعدمه، أي لم يشترط رضاء المرأة، كذا في "الكفاية".

- (٤)وهذا صريح في الرجعة .
  - (٥) يعني الفرج الداخل.
- (٦)قوله: "ويستحب له أن يشهد. . . إلخ " يقول لهما: أشهدا أني قدراجعت امرأتي فلانة ، أو ما يؤدي عن هذا المعني ، قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدلِ منكُم ﴾ ، كذا في "الجوهرة" .
- (٧)قوله: وإن لم يشهد صحت الرجعة "عندنا لإطلاق منصوص عن قيد الإشهاد، وهو قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعرُوفَ ﴾ وقوله: ﴿ وَبُعُولُتُهُنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ ﴾، وقوله عليه السلام لعمر رضي الله عنه: مر ابنك

كُنتُ رَاجَعتُهَا في العِدَّةِ فصَدَّقَتْه، فهِي رَجعَةُ (١)، وإن كَذَّبَتْه، فالقَولُ قَولُهَا، ولا يَمِينَ عَلَيهَا عندَ أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ (٢).

وإذَا قَالَ الزَوجُ: قَد رَاجَعتُكِ، فقَالَتْ مُجيبَةً لَه "أ: قَد انقَضَت عِدّتِى لَم تَصِحّ الرَجعَةُ عِندَ أبى حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (أ) وإذَا قَالَ زَوجُ الأَمَة بَعدَ انقضاء عِدّتِهَا: قَد كُنتُ رَاجَعتُك (٥) في العِدّة، فصَدّقَهُ السَّولَى وكذّبَتْه الأَمَةُ، فالقَولُ قَولُهَا (٢) عندَ أبى حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ .

وإذَا انقَطَعَ الدَمُ منِ الحِيضَةِ الثَّالِثَةِ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ انقَطَعَت الرَجعَةُ (٧)، وانقَضَت عِدتُهَا وإن لَم تَعتسِل، وإن انقَطَعَ الدَمُ لأَقَلَ مِن عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَم تَنقَطِع الرَجعَةُ (٨) حَتّى تَعتسِل، أو وإن انقَطَعَ الدَمُ لأَقَلَ مِن عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَم تَنقَطِع الرَجعَةُ واللهُ عَتَسِل، أو يَعتسِل، أو يَتيكم وتُصلّى عِند أبى حَنيفَة وأبى يُوسُف رَحِمَهُ مَا اللهُ .

وقَالَ مُحَمّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: إِذَا تَيَمّمَت المراةُ انقَطَعَت الرَجعَةُ وإِن لَم تُصل (٩)، وإِن

فليراجعها، ولم يذكر الإشهاد في شيء من هذا، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>١) لأن بالتصادق يثبت النكاح، فالرجعة أولى. (ع)

<sup>(</sup>٢) وهذه من المسائل الثمان التي لا يستحلف فيها. (ج)

<sup>(</sup>٣)على الفور متّصلا بقول الزوج: مضت عدتي. . . إلخ.

<sup>(3)</sup> قوله: "لم تصح الرجعة عند أبى حنيفة" وقالا: تصح، لأن الرجعة صادفت العدة إذ هى باقية ظاهراً إلى أن تخبر هى بانقضاءها، وقد سبق الرجعة إخبارها فتصح، ولأبى حنيفة أنها صادفت حالة الانقضاء، لأنها أمينة فى الإخبار عن الانقضاء، فإذا أخبرت مقارنًا لقوله دل على سبق الانقضاء إذ لا يمكنها الخبر إلا بعد الانقضاء، فعلم بالضرورة أن الانقضاء سابق على كلامها، لأن صحة الخبر يقتضى سبق المخبر به بخلاف ما إذا سكتت، ثم أخبرت بالانقضاء، وعليها اليمين ههنا بالإجماع، فإن نكلت فثبتت الرجعة . (المستخلص)

<sup>(</sup>٥)وفي نسخة: راجعتها.

<sup>(</sup>٦)لأن الرجعة تبتني على قيام العدة، والقول فيها قولها، فكذا فيما يبتني عليها.

 <sup>(</sup>٧) قوله: "انقطعت الرجعة. . . إلخ" لأن الحيض لامزيد له على العشرة، فمجرد الانقطاع خرجت من الحيض، فانقضت العدة وانقطت الرجعة، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٨) لأن فيما دون العشرة يحتمل عود الدم فلا بد من الغسل أو مضى وقت الصلاة. (ج)

<sup>(</sup>٩) قوله: "وإن لم تصل" لهما أن التيمّم لا يرفع الحدث، ألا ترى أنها لو رأت الماء بطل تيممها، وصار كأن لم يكن، فلم ينقطع الرجعة، وليس كذلك إذا صلت، لأنه تعلق بالتيمم حكم لا يلحقه الفسخ، ألا ترى أنها لو رأت الماء لم تبطل تلك الصلاة فصار كالغسل، ولمحمد أنها إذا تيممت استباحت به ما تستبيحه بالغسل، فصار كما لو رأت الماء لم تبطل تلك الصلاة عندهما، وقيل: بعد الفراغ، وصح في كما لو اغتسلت، ثم قيل: بعد الفراغ، وصح في

اغتَسكَتْ ونَسيَتْ شَيئًا مِن بَدَنِهَا لَم يُصِبْه المَاءُ، فإن كَانَ عُضوًا كَامِلا، فَمَا فَوقَه لَم تَنقَطِع الرَجعَةُ ، وإن كَانَ أَقَلَّ مِن عُضو انقَطَعَت الرَجعَةُ (١).

والمُطَلَّقَةُ الرَجَعِيَّةُ تَتَشَوَّفُ وتَتزيَّنُ (٢)، ويُستَحَب لِزَوجِهَا أَن لا يَد خُلَ عَلَيهَا (٢) حَتَى يَستَأذنَهَا ويُسمِعَهَا حَفْقَ نَعلَيه، والطَلاقُ الرَجَعِي لايُحَرَّمُ الوَطءَ، وإن كَانَ طَلاقًا بَائِنًا دُونَ الثَلاثِ (٤)، فَله أَن يَتزَوَّجَها في عِد يَهَا (٥)، وبَعدَ انقضاء عِد يَهَا (٢)، وإن كَانَ الطَلاقُ ثَلاثًا في الثَلاثِ (١ عَن الأَمَةِ لَم تَحِل لَهُ (٧) حَتّى تَنكِحَ زُوجًا غَيرَه نِكَاحًا صَحِيحًا ويَد خُلُ بِهَا (٨)، الخُرّة، أو اثنَتينِ في الأَمَةِ لَم تَحِل لَهُ (٧) حَتّى تَنكِحَ زُوجًا غَيرَه نِكَاحًا صَحِيحًا ويَد خُلُ بِهَا (٨)،

الفتاوى: أنها تنقطع بالشروع. (الجوهرة)

- (١) قوله: "وإن كان أقل من عضو . . . إلخ" وذلك قدر أصبع أو أصبعين، والقياس في العضو الكامل أن لا تبقى الرجعة ، لأنها قد غسلت أكثر بدنها ، وللأكثر حكم الكل إلا أن في الاستحسان تبقى الرجعة ، لأن الحدث باق ببقائه ، فكأنها لم تغتسل ، وإن بقى أقل من عضو انقطعت الرجعة ، لأن ما دون عضو يتسارع إليه الجفاف لقلته ، فلا تيقن بعدم وصول الماء إليه ، فقلنا : تنقطع الرجعة إلا أنها لا يحل لها التزوج احتياطًا ، كذا في "الجوهرة النيرة" .
- (۲) قوله: "تتشوف وتتزين" لأنها حلال للزوج إذا النكاح قائم بينهما، ثم الرجعة مستحبة، والتزين حامل عليها، فيكون مشروعًا، كذا في "الهداية"، والتشوف خاص في الوجه، والتزين عام تفعل من شفت الشيء جلوته أي جعلته مجلوّا، و دينار مشوّف أي مجلوّ، وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقل خديها، كذا في "العنابة".
- (٣) يعنى إذا لم تكن من قصده المراجعة ، لأنها ربما تكون مجردة ، فيقع نظره على موضع يصير به مراجعًا ، ثم يطلقها ، فيطول عليها العدة . (ج)
  - (٤) لأن في الثلاث: ﴿حَتَّى تَنكحَ زُوجًا غَيره﴾.
  - (٥)لأن المحرم هو الثلاث في الحرة، والاثنان في الأمة، وإذا لم يوجد هذا، فله التزوج.
- (٦) قوله: "في عدتها وبعد انقضاء عدتها" لأن حل المحلية باق، لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة، فينعدم قبله، ومنع الغير في العدة في اشتباه النسب، ولا اشتباه في إطلاقه له. (الجوهرة)
  - (٧) لقوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَه مِن بَعدُ ﴾ الآية.
- (A) قوله: "ويدخل بها" المراد بالدخول الوطء حقيقة، وتثبت شرط الوطء بإشارة النص، وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد قد استفيد بإطلاق اسم الزوج، أو يزاد على النص بالحديث المشهور، وهو قوله عليه السلام: «لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر»، ولا خلاف لأحد من العلماء في هذا سوى سعيد ابن المسيب، وقوله غير معتبر حتى لو قضى به القاضى لا ينفذ قضاءه، وروى أن النبي على سئل وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها غيره فأغلق الباب وأرخى الستر وكشف الخمار ثم فارقها، فقال عليه السلام: «لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الأخر»، واحتج ابن المسيب بظاهر وكشف الحمار ثم فارقها، فقال عليه السلام: «لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الأخر»، واحتج ابن المسيب بظاهر قوله: " ﴿حَتّى تَنكِحَ زُوجًا غَيْرَه﴾.

ثُم يُطلَّقُهَا، أو يَمُوتَ عَنهَا، والصَبِيّ المُرَاهِقُ في التّحليلِ كالبَالغ (۱)، ووَطءُ المَولَى أمَته لا يُحِلّهَا (۲)، وإذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرطِ التّحليلِ، فالنكَاحُ مَكرُوهٌ (۲)، فإن طَلّقَهَا بَعدَ وَطءِ هَا حَلّت للأُوّلِ، وإذَا طَلّقَ الرَجُلُ الحُرَّةَ تَطليقَةً أو تَطليقَتينِ وانقَضَت عدّتُهَا وتَزَوَّجَت بِزَوجٍ آخرَ، فذَخلَ بِهَا، ثُمّ عَادَت إلَى الأوّل عَادَت بِثَلاثِ تَطليقات، ويَهدمُ الزَوجُ الثَانِي ما دُونَ الثلاثِ كَمَا يَهدمُ الزَّوجُ الثَانِي ما دُونَ الثَلاثِ كَمَا يَهدمُ الزَّوجُ الثَانِي (۱) عا دُونَ الثَلاثِ (۱)، وإذَا طَلّقَهَا ثَلاثًا، فقالَت ؛ قَد انقَضَت عدّتي، ولَن قضَت عدّتي، والمُدّة تَحتَملُ وتَزوّجتُ إللزَّوج الأوّلِ أن يُصَدّقَهَا إذَا كَانَ غَالِبُ ظَنّه أنّهَا صَادِقَةٌ .

قلنا: لاحجة له، لأن الله تعالى لما ذكر النكاح والزوج دل على اعتبار أمرين، ولو كان يكفى أحدهما لاقتصر عليه، ثم الشرط فى الوطء هو الإيلاج دون الإنزال، لأن الإنزال كمال ومبالغة، والكمال قيد والنص مطلق، وسواء وطئها الزوج الثانى فى حيض، أو نفاس، أو صوم، أو إحرام، فإنها تحل بذلك الوطء بعد أن يكون النكاح صحيحًا، كذا فى "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>١)معناه إذا كانت آلته تتحرك وتشتهي. (ج)

<sup>(</sup>٢) لأن الله شرط أن يكون الوطء من زوج، والمولى ليس بزوج. (ج)

<sup>(</sup>٣) لقوله عليه السلام: «لعن الله المحلّل والمحلّل له». (ج)

<sup>(</sup>٤) قوله: كما يهدم الثلاث. . . إلخ " وهو قول ابن عباس وابن عمر وأصحاب ابن مسعود رضى الله عنهم، ودليل العقلي مذكور في "الهداية" وشروحها . (العيني والمستخلص وغيرهما)

<sup>(</sup>٥)وبه قال الشافعي.

<sup>(</sup>٦) قوله: "ما دون الثلاث" وبه قال زفر والثلاثة، وهو قول على وعمر وأبى بن كعب وعمران بن الحصن وأبى عدتهما عادت الحرة بثلاث الحصن وأبى هريرة رضى الله عنهم، ولو طلقها ثلاثًا حرة واثنتين أمة وانقضت عدتهما عادت الحرة بثلاث تطليقات إجماعًا. (العينى والمستخلص وغيرهما)

<sup>(</sup>٧) قوله: "والمدة تحتمل ذلك. . . إلخ" واختلفوا في أدنى هذه المدة، فعند أبي حنيفة: شهران في عدة الزوج الأول يجعل كأنه طلقها في أول الطهر، فيجعل طهرها خمسة عشر يومًا، وحيضتها خمسة أيام على تخريج محمد لأبي حنيفة، وعلى تخريج الحسن يجعل كأنها طلقها في آخر الطهر، فيجعل حيضها عشرة أيام، وطهرها خمسة عشر يومًا، فتصير ستين يومًا، ومثله في عدة الزوج الثاني بزيادة طهر على تخريج الحسن، وعندهما أدنى مدة تصدق فيها المرأة تسعة وثلاثون يومًا ومثلها في العدة الثانية مع زيادة طهر بخمسة عشر يومًا، هذا في حق الحرة، وفي حق الأمة فعنده على تخريج محمد أدناه أربعون يومًا، وعلى تخريج الحسن ستة وثلاثون يومًا، ثم يحتاج إلى مثلها في حق الثاني، وزيادة طهر عشر يومًا على رواية الحسن، وعندهما أحد وعشرون يومًا للأول، ومثله للثاني، وزيادة طهر واحد، وعند الشافعي أدنى ذلك أكثر من اثنين وثلاثين يومًا طهرها عشرة أيام

#### كتابُ الإيلاء<sup>(١)</sup>

إذَا قَالَ الرَجُلُ لامرَأته: والله لا أقربُك، أو لا أقربُك أربَعَة أشهر (۱) فهو مُول (۱) فإن وطئها في الأربَعَة الأشهر حَنَثَ في يَمينه، ولَزِمَته الكَفّارَةُ (۱) وسَقَطَ الإيلاءُ (۱) وإن لَم يَقربُها حَتّى مَضَت أربَعَة أشهر بانت بتَطليقة وَاحِدَة (۱) فإن كَانَ حَلَفَ عَلَى أربَعَة أشهر، يقربُها حَتّى مَضَت أربَعَة أشهر بانت بتَطليقة وَاحِدَة (۱) فإن كَانَ حَلَفَ عَلَى أربَعَة أشهر فقد سقطت اليمين (۱) وإن كَانَ حَلَفَ عَلَى الأبَد (۱) فاليمين باقية (۱) فإن عَادَ فتزو جَهَا عَادَ الإيلاء (۱) فإن وَطئها وإلا وَقَعَت (۱۱) بِمُضِى أربَعَة أشهر تَطليقة أحرى، فإن تَزو جَهَا ثَالِثًا عَادَ

وحيضها يومًا، وعند مالك أربعون يومًا طهرها عشرة أيام وحيضها ثلاثة أيام وثلث يوم، وعند أحمد تسعة وعشرون يومًا حيضها ساعة وطهرها تسعة أيام. (العيني)

(۱) قوله: "كتاب الإيلاء" مناسبة ذكر هذا الباب عقيب باب الرجعة ما ذكره في "البحر" من أن الإيلاء يوجب البينونة في ثانى الحال كالطلاق الرجعي، كذا في "رد المحتار"، والإيلاء هو مصدر من آلى يولى، وهو اليمين لغة، وقال بعضهم: مشتق من الألية، وهي الحلف. وفي الشريعة: عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدًا منعًا مؤكدًا باليمين، ولذلك قالوا: المولى من لا يخلو عن أحد المكروهين: إما وقوع الطلاق، وإما وجوب الكفارة، والمولى من لا يكنه قربان امرأته في المدة إلا بشيء يلزمه بسبب الجماع في المدة.

واختلف ههنا في أمور: الأول: في مدة الإيلاء الموقت، فعندنا أربعة أشهر كما هو منطوق النص خلافًا لمالك والشافعي وإسحاق، والثاني: أن الإيلاء لا يكون بغير حلف، ولا تعليق، وعليه الأثمة الأربعة وأصحابهم والجمهور، وعند ابن المسيب ويزيد بن الأصم: من ترك جماعها بلا يمين يصير موليًا، والثالث في لزوم الكفارة بالوطء في الأربعة، فعندنا تلزم، وبه قال مالك وأحمد، والشافعي: في الجديد، والجمهور -والله أعلم-.

- (٢)هذا إيلاء مؤبّد، والثاني موقّت.
- (٣)قوله: "فهو مولٍ" لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نَّسَائِهِم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ الآية .
  - (٤) لأن موجب الكفارة الحنث.
    - (٥) لأن اليمين ترتفع بالحنث.
- (٦)قوله: "بانت . . . إلخ" لأنه ظلمها بمنع حقها، فجازه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضى هذه المدة،
   وهو الماثور عن عثمان وعلى والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت، كذا في " الجوهرة النيرة" .
  - (٧) لأنها كانت موقّتة بها، فزالت بانقضاءها. (ج)
- (٨)قوله: "على الأبد" بأن قال: والله لاأقربك أبداً، أو قال: والله لا أقربك، ولم يقل: أبداً؛ لأن مطلقه ينصرف إلى الأبد، كما في اليمين لا يكلم فلانًا، فلا يبطل بمضى أربعة أشهر إلا أنه لا يتكرر بالطلاق ما لم يتزوجها، ذكره في "البدائع" و" التحفة" وغيرهما، وهو الأصح، كما صرحه العلامة العيني في "رمز الحقائق".
  - (٩) لأنها مطلقة ولم يوجد الحنث.
    - (١٠) لأن اليمين باقية .

الإيلاءُ، ووَقَعَت عَلَيهَ اللهِ الْمُضِى أربَعَة أشهُ رِ تَطلِيقَ ةُ أخرَى، فإن تَزَوَّ جَهَا بَعدَ زَوجٍ آخَرَ لَم يَقَع بذَ لِكَ الإيلاءِ طَلاقٌ ('')، واليَمِينُ بَاقِيَةٌ (")، فإن وَطئَهَا كَفَّرَ عَن يَمينه (').

فإن حَلَفَ عَلَى أَقَلَّ مِن أَربَعَة أَشَهُ لِلَم يَكُنْ مُولِيًا (')، وإن حَلَفَ بِحَج (')، أو بِصَومٍ، أو بِصَدَقَة، أو عِتقِ، أو طَلاق، فَهُوَ مُول (')، وإن آلَى مِن المَطَلَقَة الرَجعيّة كَانَ مُولِيًا (<sup>(^)</sup>، وإن آلَى مِن البَطُلَقَة الرَجعيّة كَانَ مُولِيًا (<sup>(^)</sup>، وإن آلَى مِن البَائِنَة لَم يَكُنْ مُوليًا (<sup>(^)</sup>)، ومُدَّة إيلاء الأمَة شَهرَان ((<sup>(^)</sup>)، وإن كَانَ المُولى مَريضًا لا يَقدر مُن البَائِنَة لَم يَكُنْ مُوليًا (<sup>(^)</sup>)، ومُدَّة أيلاء الأمَة شَهرَان ((<sup>(^)</sup>)، وإن كَانَ المُولى مَريضًا الا يَقدر مُن البَائِنَة لِم المَا أَو كَانَت المَرأة مُريضًة أو كَانَت رَتقاء، أو صَغيرة لا يُجَامَعُ مِثلُها، أو كَانَت بَينَهُما مَسَافَةٌ لا يَقدر رُأن يَصِلَ إلَيهَا في مُدَّة الإيلاء، ففَيئُه أن يَقُولَ بلسَانِه ((()): فئتُ إلَيهَا (())

<sup>(</sup>١١) فيعتبر ابتداء هذا الإيلاء من حين التزويج.

<sup>(</sup>١) لأن اليمين باقية ما لم يحنث فيها. (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "طلاق" لتقييده بطلاق هذا الملك، والآن استفاد طلاقًا لم يكن في ملكه يوم اليمين، والأضاف عينه إليه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٣) لعدم الحنث. (ج)

<sup>(</sup>٤)لوجود الحنث. (ج)

 <sup>(</sup>٥) قوله: "لم یکن مولیًا" وهو قول ابن عباس، قال ابن أبی لیلی: لو حلف علی أقل منها یکون مولیًا،
 وهو قول أبی حنیفة أولا، ثم رجع حین بلغه فتوی ابن عباس، کذا فی "رمز الحقائق".

<sup>(</sup>٦) قوله: "بحج" بأن قال: إن قربتك، فعلى حج البيت، أو بصوم بأن قال: إن قربتك فعلى صوم سنة، أو بصدقة أو عتق رقبة، أو طلاق، بأن قال: إن قربتك فضرتك طالق، كذا في "البناية".

 <sup>(</sup>٧) قوله: "فهو مول" لتحقق المنع عن القربان باليمين، وذكر الشرط والجزاء، وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة، كذا في "الهداية".

 <sup>(</sup>٨) قوله: "كان موليًا" لأن الزوجية بينهما قائمة، فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء سقط الإيلاء لغوات المحلية. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٩) لأن البائن لا حقّ لها في الوطء، فلم يكن مانعًا حقّها. (ج)

<sup>(</sup>١٠) وذلك نصف مدة إيلاء الحرة . (ج)

<sup>(</sup>١١) قوله: "ففيئه أن يقول بلسانه. . . إلخ "هذا إذا كان عاجزًا من وقت الإيلاء إلى أن يمضى أربعة أشهر حتى لو آلى منها، وهو قادر، ثم عجز عن الوطء بعد ذلك لمرض، أو بُعد مسافة، أو حبس، أو أسر، أو جب، أو نحو ذلك، أو كان عاجزًا حين آلى، وزال العجز في المدة لم يصح فيئه باللسان، لأنه حلف عن الجماع، فيشترط فيه العجز المستوعب للمدة، وقال الشافعي: لا يصح الفيء باللسان أصلاحتي إذا مضت أربعة أشهر ثبت حكم

فإن قَالَ ذَلِكَ سَقَطَ الإيلاءُ، وإن صَحّ فى السمُدّة، بَطَلَ ذَلِكَ الفىءُ، وصَارَ فَيئُه الجِمَاعُ (أ) وإذَ قَالَ ذَلِكَ الفىءُ، وصَارَ فَيئُه الجِمَاعُ (أ) وإذَا قَالَ لاَ مرَأتِه: أنت عَلَى حَرَامٌ، سُئِلَ عَن نِيّته، فإن قَالَ: أَرَدتُ الكَذبَ فهُو كَمَا قَالَ (أ) وإن قَالَ: أَرَدتُ بِه وإن قَالَ: أَرَدتُ بِه وإن قَالَ: أَرَدتُ بِه الظّهَارَ، فهُو ظَهَارٌ، وإن قَالَ: أَرَدتُ بِه الطّهَارَ، فهُو ظَهَارٌ، وإن قَالَ: أَرَدتُ بِه التَحرِيمَ، أولَم أرِدْ بِه شَيئًا، فهي يَمِينٌ يَصِيرُ بِه مُولِيًا (أ) . كتَابُ الخُلعُ (أ)

إِذَا تَشَاقٌ (٧) الزَوجَانِ، وحَافَا أَن لا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ (٨)، فلا بَأْسَ أَن تَفتَدِي (٩) نفسهَا مِنهُ

الإيلاء، لأنه لم يوجد الجماع، وإليه ذهب الطحاوي.

وعن الشافعي يقول: ندمت على ما فعلت، وعند أحمد يقول: متى قدرتك جامعتك، والأصح ما قلنا: من أن الفيء باللسان عند العجز خلف عن الوطء لقول على وابن مسعود في المريض باللسان، وكفي بهما قدوة إلا أنها بشرطين: أحدهما: أن يكون قوله: "فئت" في مدة الإيلاء، والآخر: استمرار العجز إلى انتهاء أربعة أشهر، كما ذكرنا، كذا في "رمز الحقائق".

(١٢) أي رجعت إليها.

(١) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود كالتيمّم مع الماء. (الجوهرة)

(٢) أي هو كذب في ظاهر الرواية، ولا يكون إيلاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. (ج)

(٣) لأنه من ألفاط الكنايات.

(٤)فثلاث.

(٥) قوله: "فهي يمين يصير به موليًا" لأن تحريم الحلال يمين كما قال الله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرَّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ ثم قال: ﴿قَد فَرَضَ اللهُ لَكُم تَحِلَة أَيْمَانِكُم﴾، فعلم أن تحريم الحلال يمين. (فتح المعين)

(٦) قوله: "كتاب الخلع" أخره عن الإيلاء، لأن الإيلاء لتجرده عن المال كان أقرب إلى الطلاق بخلاف الخلع، فإن فيه معنى المعاوضة من جانب المرأة، ولأن مبنى الإيلاء نشوز من قبله والخلع نشوز من قبلها، فقدم ما بالرجل على ما بالمرأة، كذا في "العناية".

وهو في اللغة: الإزالة، يقال: خلعت النعل وغيره خلعا نزعته، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه، فخلعها هو خلعا، والاسم الخلع بالضم، وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك فكان كل واحد نزع لباسه عنه، كذا في "البحر" عن "المصباح"، ذكره في "رد المحتار".

وفى الشرع: إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع، أو ما فى معناه، كذا فى "تنوير الأبصار"، وفى العينى: هو الفصل عن النكاح بأخذ المال بلفظ الخلع، وشرطه شرط الطلاق، وحكمه وقوع الطلاق البائن، وهو من جهتها معاوضة -انتهى-.

(٧) المشاقة: المخالفة والتباعد عن الحق، أي تخاصما، وصار كل منهما في شقّ أي جانب.

(٨)أي ما يلزمهما من موجب النكاح، وهو ما فرضه الله للزوج عليها ولها عليه.

بِمَال يَخلَعُهَا بِه، فإذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ بِالْخُلِعِ تَطلِيقَةٌ بَائِنةٌ (() وَلَزِمَهَا الْمَالُ (() وإن كَانَ النُشُوزُ مِن قِبَلِهَا كُرِهَ لَه أَن يَأْخُذَ أَكثَرَكُمّا مِن قِبَلِه كُرِه لَه أَن يَأْخُذَ أَكثَرَكُمّا أَعطَاهَا () فَإِن فَالْ فَعَلَ (() ذَلِكَ جَازَ في القَضَاء ، وإن طَلقَهَا عَلَى مَال ، فَقَبِلَت وقَعَ الطلاق ، ولزمَهَا السمَال ، وكَانَ الطّلاق بُبَائِنًا ، وإن بَطلَ العوض في الخُلع مِثلُ أَن يُخَالِع السمَرأة ولزمَها السمَال ، وكَانَ الطّلاق بَائِنًا ، وإن بَطلَ العوض في الخُلع مِثلُ أَن يُخَالِع السمَرأة السمَلمة عَلَى خَمرٍ أو حنزير ، فلا شَيءَ للزَوج (() ، والفُرقَةُ بَائِنَةٌ (() ، وإن بَطلَ العوض في الطّلاق كَانَ (() رَجعياً (() ) وما جَازَ أَن يَكُونَ مَهرًا في النِكاح ، جَازَ (() أَن يَكُونَ بَد لا في الظّلاق كَانَ (() رَجعياً (() ) وما جَازَ أَن يَكُونَ مَهرًا في النِكاح ، جَازَ (() أَن يَكُونَ بَد لا في الظّلاق كَانَ (() رَجعياً (() ) وما جَازَ أَن يَكُونَ مَهرًا في النِكاح ، جَازَ (() أَن يَكُونَ بَد لا في الظّلاق كَانَ (() )

فإن قَالَتْ: خالِعْنى عَلَى مَا في يَدِي، فَخَالَعَهَا ولَم يَكُنْ في يَدهَا شَيءٌ، فلا

<sup>(</sup>٩) لقوله تعالى: ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَت بِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قوله: "تطليقة بائنة" لقوله عليه السلام: "الخلع تطليقة بائنة"، ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات، والواقع بالكنايات بائن إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا، ولأنها لا تتسلم المال إلا لتسلم لها نفسها، وذلك بالبينونة، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٢) لأنه لم يرضَ بخروج البضع عن ملكه إلا بالمال.

<sup>(</sup>٣) قوله: "كره له. . . إلىخ "لقوله تعالى: ﴿ وَإِن أَرَدَتْمُ استبِدَالَ زَوجٍ مَّكَانَ زَوجٍ ﴾ إلى أن قال: ﴿ فَلَا تَأْخُذُوا مِنِهُ شَيْئًا ﴾ كذا في " الجوهرة " .

<sup>(</sup>٤) قوله: "أن يأخذ أكثر مما أعطاها" يعنى من المهر دون النفقة وغيرها لقوله عليه السلام لامرأة ثابت بن قيس حين جاءت إليه، فقالت يا رسول الله: لا أنا، ولا ثابت، فقال: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة، فقال: أما الزيادة فلا وقد كان النشوز منها، وفي الجامع الصغير: يطيب له الفضل أيضاً لإطلاق قول تعالى: ﴿فَلا جُنّاحَ عَلَيهِما فِيما افْتَدَت بِه﴾ . (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥)أي أخذ الزيادة، وكذا إذا أخذه النشوز منه. (ج)

 <sup>(</sup>٦) قوله: "فلا شيء للزوج" لأنها لم تغره بذلك، ولا وجه إلى إيجاب المسمى إذ المفروض أن المرأة مسلمة، ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام، وكون الطلاق بلا مال مشروعًا، كذا في البرجندي.

<sup>(</sup>٧) لأن الخلع من الكنايات، والواقع بها بائن.

<sup>(</sup>٨) هذا إذا لم يستوف عدد الطلاق. (ج)

<sup>(</sup>٩) لأن صريح الطلاق إذا خلا عن العوض، ولم يوصف بالبينونة، كان رجعيًا. (ج)

<sup>(</sup>١٠) لأن ما يصلح عوضًا للمتقوّم أولى أن يصلح لغير المتقوّم أي إسقاط ملك البضع .

شَىءَ له عَلَيهَا (۱) وإن قَالَت : خَالِعنِي عَلَى ما في يَدى مِن مَال فَخَالَعَهَا، ولَم يَكُنْ في يَدَها شيءٌ ردّت عَلَيه مَهرَها (۲) وإن قَالَت : خَالِعنِي عَلَى مَا في يَدِي مِن دَرَاهِم، أو مِن الدَرَاهِم، ففَعَلَ فَلَم يَكُن في يَدها شيءٌ، فَعَلَيهَا ثُلاثةُ دَرَاهِم (۱) وإن قَالَت : طَلَقْنِي ثَلاثًا الدَرَاهِم ففَعَلَ فلَم يَكُن في يَدها شيءٌ، فعَلَيهَا ثُلاثةُ دَرَاهِم فَظَلَقَها وَاحِدَةً، فعَلَيهَا ثُلُث الألف (۱) وإن قَالَت : طَلَقْنِي ثَلاثًا عَلَى ألفٍ، فطلّقَها وَاحدَةً، فلا شَيءَ عَلَيهَا (ابي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله .

وقَالارَحِمَهُمَا اللهُ: عَلَيهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ (٦)، ولَو قَالَ الزَوجُ: طَلَّقِي نَفسَك ثَلاثًا بِأَلْف، أو عَلَى أَلف، فطَلَّقَت نَفسَهَا وَاحدَةً لَم يَقَع عَلَيهَا شَيءٌ من الطّلاق (٧)، والمُبَارَأَةُ كَالْخُلع (٨)،

<sup>(</sup>١) لأنهاج تغره حيث لم تسم له مالا، ولا سمت له شيئًا له قيمة . (ج)

 <sup>(</sup>۲) قوله: "ردت عليه مهرها" لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيًا بالزوال إلا بعوض، ولا وجه إلى
 إيجاب المسمى، وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع أعنى مهر المثل، لأنه غير متقوم حالة الخروج، فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعًا للضرر عنه، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٣) قوله: "فعليها ثلاثة دراهم" لأنها سمت أجمع، وأقله ثلاثة، وإن وجد في يدها دراهم من ثلاثة إلى أكثر، فهى للزوج، وإن كان في يدها أقل من ثلاثة فله ثلاثة، وإن وقع الخلع على المهر صح، فإن لم يقبضه المرأة سقط عنه، وإن قبضته استرده منها، وإن خالعها على نفقة عدتها صح الخلع، وسقطت عنه النفقة، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٤)قوله: "فعليها ثلث الألف" فيجعل الألف أثلاثًا، كل ثُلث بمقابلة واحدة، وهذا إذا لم يكن طلقها قبل ذلك ثنتين، فإن كان فطلقها واحدة لزمها الألف، لأنها التزمتها بإزاء الحرمة الغليظة، وقد حصلت، كذا في "مجمع الأنهر".

<sup>(</sup>٥)ويملك الرجعة.

<sup>(</sup>٦) قوله: "وقالا: عليها ثلث الألف" معناه هي واحدة بائنة بثلث الألف، لأن كلمة على بمنزلة الباء في المعوضات حتى إن قولهم: احمل هذا المتاع بدرهم وعلى درهم" سواء، ولأبي حنيفة أن كلمة على للشرط، قال الله تعالى: ﴿ يُبايعنَكَ عَلَى أَن لا يُشركنَ بِاللهِ شَيئًا ﴾ وإذا كان فيها معنى الشرط، فالشرط لا ينقسم على عدد المشروط، وإنما يلزم المشروط عند وجود جميع الشرط، ألا ترى أنه لو قال لها: إن دخلت الدار ثلاثًا فأنت طالق ثلاثًا، فدخلت الدار مرة لم يقع عليها شيء لعدم كمال الشرط، كذلك في مسألتنا ما لم يوجد كمال الشرط المستحق به جميع الشرط لم يرجع عليها بشيء. (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>٧) قوله: "لم يقع عليها. . . إلخ" لأنه ما رضى بالبينونة إلا ليسلم له الألف كله بخلاف قولها: طلقني ثلاثًا بألف، لأنها لما رضيت بالبينونة بألف كانت ببعضها أرضى، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٨) قوله: "والمبارأة [صورة المبارأة أن يقول: برئت من النكاح بيني وبينك على ألف فقبلت، كذا في "المصفى". (ج)] كالخلع، والخلع والمبارأة . . . إلخ "المبارأة مصدر "بارأ شريكه" أي أبرأ كل واحد منهما صاحبه

والخلعُ والمُبَارَأَةُ يُسقِطَانَ كُلَّ حَقَّ لَكُلَّ وَاحِدُ مِنَ الزَّوجَينِ عَلَى الآخَرِ مَّا يَتَعَلَّقُ بالنِكَاحِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى . وقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: المُبَارَأَةُ (١) تُسقِطُ، والخُلعُ لا تُسقطُان إلا مَا سَمَيَاهُ .

## كتَابُ الظهَار (٢)

إذَا قَالَ الزَوجُ لامرَأتِه: أنتِ عَلَى كَظَهرِ أمّى، فقد حَرُمَت عَلَيه، لا يَحِل له وَطءُها، ولا مَسّها (")، ولا تُقبّلُها حَتّى يُكَفّرَ عَن ظِهَارِهِ (١)، فإن وَطِئَهَا قَبلَ أن يُكَفّرَ، استَغفَرَ الله، ولا شَيءَ

وبارأ الرّجل امرأته إذا برئ كل واحد منهما عن الآخر، فالمبارأة والخلع متساويان في أن كلا منهما يسقط به جميع حقوق النكاح أى الحقوق الواجبة بالنكاح من المهر، والنفقة الثابتة عند الخلع مما لكل منهما على الآخر، حتى إذا كان الخلع والمبارأة قبل الدخول، وقد قبضت المهر لا يرجع عليها بشيء، ولو لم تكن قبضت شيئًا لا ترجع عليه بشيء، ولو خالعها على مال لزمها ويسقط المهر، لأن هذين اللفظين يقتضان براءة كل منهما عن صاحبه من حقوق العقد، وهذا عند الإمام. وعند محمد: لا يسقط فيهما إلا ما سمياه فقط، ولها المهر على الزوج، وله الرجوع عليها بنصف ما قبضت قبل الدخول، ولا تسقط نفقة العدة إلا بالتسمية، وبه قالت الثلاثة.

وقال أبو يوسف رحمه الله: تسقط بالمبارأة جميع حقوق النكاح، كما قال أبو حنيفة، ولا يسقط في الخلع إلا ما سمياه كما قال محمد، لأن المبارأة تقتضى البراءة المطلقة من الجانبين، لأنها مفاعلة، فهي وإن كانت مطلقة لكن قيدناه بحقوق النكاح بدلالة الحال، ومقتضى الخلع الانخلاع، وقد حصل في نفس النكاح، فلا ضرورة إلى الانقطاع في الأحكام. ولأبى حنيفة أن الخلع ينبئ عن الفصل، وهو مطلق كالمبارأة، فيعمل بإطلاقها في النكاح وأحكامه وحقوقه، وقيد بقوله: "مما يتعلق بالنكاح" لأن غيره من الحقوق لا دخل له فيها، لأن وجوبه ليس بسبب النكاح، ونفقة العدة لم تجب بعد، ولكن لو شرطا البراءة منها سقطت. (العيني والفتح)

(١) القائم حالة المبارأة أما الذي قبله لا يسقط حقوقه. (ج)

(٢) قوله: "كتاب الظهار" مناسبته للخلع أن كلا منهما يكون عن النشوز ظاهرًا، وقدم الخلع، لأنه أكمل في باب التحريم إذ هو تحريم يقطع النكاح، وهذا مع بقاءه، كذا في "رد المحتار".

والظهار لغة : قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمّى، وشرعًا: عبارة عن تشبيه المكوحة بالمحرمة على سبيل التأبيد اتفاقًا بنسب، أو رضاع، أو صهرية ، كذا في منابة، وشرطه أن تكون المشبهة منكوحة نكاحًا صحيحًا، فلا يصح عن أم الولد والمدبرة والقنّة والمتباينة، وأهل الظهار من يكون أهلا للكفارة حتى لا يصح ظهار الذمى والمجنون والصبى، وحكمه حرمة الوطء مع بقاء أصل النكاح إلى غاية الكفارة.

(٣) وفي نسخة: لمسها.

(٤) قوله: "حتى يكفر عن ظهاره" لقوله تعالى: ﴿ وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نّسَائِهِم ثُم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحريرُ رَقَيَة مّنْ قَبلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ نزلت في خولة بنت مالك بن تُعلبة امرأة أوس بن الصامت، وهو مشهور، كذا في "رمز الحفائق". والظهار كان طلاقًا في الجاهلية، فقرر الشرع أصله، ونقل حمكه إلى تحريم موقت بالكفارة غير مزيل النكاح، كذا في "الهداية"، وقصة امرأة أوس بن الصامت مذكورة في "الجوهرة النيرة" بالتفصيل، فليرجع إليها.

عَلَيه غَيرُ الكَفّارَةِ الأولَى (۱) ، ولا يُعَاوِدُ حَتَّى يُكَفّر ، والعَودُ الذي يَجِبُ بِه الكَفّارَةُ (۱) هو أن يَعزِمَ عَلَى وَطَءِهَا ، وإذَا قَالَ: أنت عَلَى كَبطنِ أمّى ، أو كفَخذها ، أو كفَرجِها ، فهُو مُظَاهر (۱) وكذَ لِكَ إن شَبّهَ ابَن لا يَحِل له النَظَرُ إليها عَلَى سَبِيلِ التَأْبِيدِ مِن مَحَارِمِه ، مِثلُ أحته أو عَمّته (۱) ، أو أمّه مِن الرِضَاعَة ، وكذَ لِكَ إن قَالَ (۱): رأسُك عَلَى كَظَهرِ أمّى ، أو فَرجُك ، أو وَجهُك ، أو رَقبَتُك ، أو نصفُك ، أو ثُلثُك ، وإن قَالَ : أنت عَلَى مِثلُ أمّى يَرجِعُ إلى نِيّتِه (۱) ، فإن قَالَ: أردت بُه الكَرَامَة ، فهُو كَمَا قَالَ (۱) .

وإن قَالَ: أَرَدتُ الظِهَارَ، فَهُ وَظِهَارٌ ( )، وإن قَالَ: أَرَدتُ الطَّلاقَ، فَهُوَ طَلاقٌ بَائِنٌ ( ) ، وإن

(٢) قوله: "والعود... إلخ" يعنى أن الكفارة إنما تجب عليه إذا قصد وطءها بعد الظهار، فإذا رضى أن تكون محرمة عليه، ولم يعزم على وطءها لا يجب عليه الكفارة، وتجبر على التكفير دفعًا للضرر عنها، فإن عزم على وطءها وجبت عليه الكفارة، فإن عزم بعد ذلك أن لا يطأها سقطت، وكذا إذا مات أحدهما بعد العزم، كذا في "الجوهرة النيرة".

(٣) قوله: "فهو مظاهر" لأن الظهار ليس إلا تشبيه المحللة بالحرمة، وهذا المعنى يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه، كذا في "الهداية".

- (٤) لأنهن في التحريم المؤبّد كالأمّ.
- (٥) قوله: "وكذلك . . . إلخ" لأن هذه الأشياء تسمى في معنى اسم الذات، فجرى هذا القول مجرى قوله: "أنت على كظهر أمّى، أى لأن حكم الظهار يتعدى من الجزء الشائع إلى غيره كما في الطلاق، كذا في "المنافع".
  - (٦) عند أبي حنيفة لينكشف حكمه.
  - (٧) لأن التكريم في اللفظ فاش في الكلام.
- (٨) قوله: "فهو ظهار" لأنه تشبيه بجميعها، وفيه تشبيه بالعضو، لكنه ليس بصريح، فيفتقر إلى النيّة، كذا
   في "الهداية" و "الجوهرة".
- (٩)قوله: "فهو طلاق بائن" لأنه تشبيه بالأم في الحرمة، فكأنه قال: أنت على حرام، ونوى الطلاق.(الجوهرة)

<sup>(</sup>۱) قوله: "استغفر الله، ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى" وقال سعيد بن جبير: عليه كفارتان، وقال النخعى: عليه ثلاث كفارات، والحجة عليهما ما روى أن سلمة بن صخر حين واقع امرأته، وقد ظاهر منها أتى النبي على فقال: يا رسول الله! إنى ظاهرت من امرأتى، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: ما حملك على ذلك يرحمك الله، فقال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، رواه الأربعة، وقال الترمذى: حديث حسن غريب صحيح، وفي رواية: قال له: استغفر ربك ولا تعد حتى تكفر، ولو كان شيء آخر واجبًا عليه لبينه عليه السلام، كذا في "رمز الحقائق".

مَ تَكُن لَه نِيّةٌ، فليسَ بشَيءٍ (۱)، والا يَكُونُ الظِهَارُ إلا مِن زَوجَتِه، فَإِن ظَاهَرَ مِن أَمتِه لَم يَكُنْ مُظَاهرًا (۲).

ومَن قَالَ لنِسَاءِه: أنتُن عَلَى كَظَهرِ أمّى كَانَ مُظَاهِرًا مِن جَمَاعَتِهِن، وعَلَيهِ لكُل وَاحِدَة مِنهُن كَفّارَةُ (٢) وكَفّارَةُ الظِهارِ عِتقُ رَقَبَة (٤) فإن لَم يَجِد، فصيامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ، فمَن لَم يَستَطِع (٥) فإطعامُ سِتّينَ مِسكِينًا، كُل ذَلِكَ قَبلَ المَسيس (٢) ويُجزِئُ في ذَلِكَ عِتقُ الرَقَبَة المُسلِمة والكَافِرَة والذّكر والأنثى والصَغير والكَبِيرِ (٧)، ولا يُجزِئُ العَميَاءُ (٨)، ولا مَقطُوعَةُ

<sup>(</sup>۱) قوله: "فليس بشيء [وتعين الأولى وهي البريعني الكرامة، كذا في "الدر المختار"]" لأنه مجمل في حق التشبيه، فما لم يتبين مراد مخصوص لا يحكم بشيء، كذا في "رد المحتار"، وهذا عندهما، وقال محمد: يكون ظهارًا لأن التشبيه بعضو منها لما كان ظهارًا، فالتشبيه بجميعها أولى، ولهما أنه يحتمل الحمل على الكرامة، فلم يكن ظهارًا، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>٢)قوله: "لم يكن مظاهرًا" لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نسَائِهِم﴾ الآية، ولأن الحل في الأمة تابع، فلا تلحق بالمنكوحة، ولأن الظهار منقول عن الطلاق، ولا طلاق في المملوكة، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٣) قوله: "لكل واحدة منهن كفارة" إن كانت ثلاثًا فثلاث كفارات، وإن كانت أربعًا، فأربع إذ يصير مظاهرًا عنهن جميعًا، فيتعدد الكفارة بتعددهن كما في البرجندي، وقال مالك وأحمد: يكفيه كفارة واحدة كالإيلاء، فإنه لو آلى منهن كان موليًا منهن، ولزمه كفارة واحدة، والفرق عندنا أن الكفارة في الظهار لرفع الحرمة، وهي متعددة بتعددهن، وفي الإيلاء لهتك حرمة الاسم الكريم، وهو ليس بمتعدد أفاده في "البحر" وغيره، كذا في "رد المحتار".

<sup>(</sup>٤) قوله: "عتق رقبة" يعنى كاملة الرق في ملكه مقرونا بنية الكفارة، كذا في "الجوهرة"، وقال في "الدر المختار": قبل الوطء أيضًا، والرقبة في الأصل مؤخر العنق سمى بها الملوك تسمية الكل باسم الجزء، كذا في البرجندي.

<sup>(</sup>٥) للنص الوارد فيه، فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب، وهو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿سَيِّنَ مسكينًا﴾.

<sup>(</sup>٦)قوله: "كل ذلك قبل المسيس [هذا مصدر كالظفير والشهيق. (الفاتح)]" وهذا في الإعتاق والصوم ظاهر للتنصيص عليه، لأن الله تعالى قال فيهما: ﴿من قَبلِ أَن يَتَمَاسًا﴾، وكذا في الإطعام لأن الكفارة فيه، أي في الظهار، منهية للحرمة، فلا بدمن تقديمها على الوطء ليكون الوطء حلالا كما في "الهداية" وغيرها.

<sup>(</sup>٧) لإطلاق النصِّ؛ لأن اسم الرقبة يطلق على هؤلاء. (ج)

 <sup>(</sup>٨) قوله: "ولا يجزئ" والأصل أن فوات جنس المنفعة يمنع الجواز، والاختلال لا يمنع، فيجوز الأصم
 والأعور ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف، والخصى والمجبوب ومقطوع الأذنين، والمراد
 بالأصم الذى يسمع إذا صيح عليه، وأما الأخرس: فلا يجوز لفوات جنس المنفعة، كذا في "رمز الحقائق".

- (٢) قوله: "ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين" احترز بذلك عن إبهامي الرجلين، لأن ذلك لا يمنع الجواز، وإنما لا يجوز مقطوع إبهامي اليدين، لأن قوة البطش والتناول تفوت بفقدهما، فصار فواتهما كفوات جميع الأصابع، وكذا لا يجوز مقطوع تلث أصابع من كل يد لفوات الأكثر من الأصابع، ولا يجزئ ذاهب الأسنان ولامقطوع الشفتين إذا كان لا يقدر على الأكل، فإن كان يقدر عليه جاز، كذا في "الجوهرة".
- (٣) قوله: "ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل" لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا بالعقل، فكان فائت المنافع، كذا في "الهداية" و "الجوهرة".
- (٤) قوله: "ولا يجوز . . . إلخ" لأن المنصوص عليه تحرير رقبة مطلقة ، والمطلق ينصرف إلى الكامل ، ورقبة المدبر وأم الولد ليست بكاملة لاستحقاقهما الحرية بجهة ، فكان الرق فيهما ناقصًا ، كذا في "العناية".
- (٥) قوله: "والمكاتب الذي أدى . . . إلخ" لأن المولى قد سلم له العوض عن رقه، فاتهم في عتقه، وصار كالعتق على مال فلم يجز عن الكفارة، وكذا لا يجوز أن يعتق عن كفارته عبدًا على مال، لأن عتق الكفارة مستحق على وجه القربة، والعوض يبطل معنى القربة، كذا في "شرح الأقطع".
- (٦) قوله: "جاز" لأن الرق قائم فيه من كل جانب، لأنه يقبل الانفساخ، ولم يحصل عنه عوض، ويسلم
   للمكاتب الأولاد والأكساب، ويجوز عتق الآبق عن الكفارة، وكذا في شاهان. (الجوهرة)
- - (۸) شریکه.
  - (٩) وهو النصف الآخر.

<sup>(</sup>١) قوله: "يجوز الأصمّ" هذا استحسان، والقياس أن لا يجوز، وهو رواية "النوادر"، لأن الفائت جنس المنفعة إلا أنا استحسنًا الجواز، لأن أصل المنفعة باق، فإنه إذا صيح عليه ليسمع حتى لو كان بحال لا يسمع أصلا بأن ولد أصمّ، وهو الأخرس لا يجزئه. (الهداية والجوهرة)

<sup>(</sup>١٠) قوله: "لم يجز عند أبي حنيفة" لأن الإعتاق يتجزأ عنده، وقالا: يجوز لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما، فبعتق جزء منه عتق كله، فصار معتقًا كل العبد، وهو ملكه إلا أنه إن كان موسرًا ضمن نصيب شريكه

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ: يُجزِئُه إِن كَانَ المُعتقُ مُوسِرًا، وإِن كَانَ مُعسِرًا لَم يَجُز، وإِن أَعتَقَ نِصفَ عَبده عَن كَفّارَتِه، ثُمّ أَعتَقَ بَاقِيه عَنهَا جَازَ (()، وإِن أَعتَقَ نِصفَ عَبده عَن كَفّارَتِه، ثُمّ أَعتَق بَاقِيه لَم يَجُزعِندَ أَبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (() فإِن عَن كَفّارَتِه، ثُمّ جَامَعَ التِي ظَاهَرَ مِنهَا، ثُمّ أَعتَق بَاقِيه لَم يَجُزعِندَ أَبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (() فإَن أَعتَق بَاقِيه لَم يَجُزعِندَ أَبي حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ (() فإَن في مَن كَفّارَتُه صَومُ شَهرَين مُتتَابِعَين (() كيسَ فِيهِمَا شَهرُ رَمَضَانَ، ولا يَومُ النّحر، ولا أيّامُ التّشريق .

فإن جامع التي ظَاهَر مِنها في خِلالِ الشَهرينِ (''لَيلا عَامِداً، أُو نَهَاراً نَاسِيًا استأَنَفَ عِند أبي حَنيفَة ومُحَمّد رَحِمَهُمَا اللهُ، وإن أَفطَر يَوماً مِنهَا بِعُدْرٍ، أَو بغَيرِ عَذْرٍ استأَنَفَ ('')، وإن ظَاهَرَ العَبدُ لَم يُجزِه في الكَفّارَةِ إلا الصَومُ ('')، فإن أعتَق المَولَى عَنهُ، أو أطعَم لَم يُجزِه ('')،

فيكون عتقًا بغير عوض فيجزئه، وإن كان العبد معسرًا سعى العبد، فيكون عتقًا بعوض، فلا يجزئه عن الكفارة، كذا في "رمزالحقائق".

(١) قوله: "جاز" لأنه أعتقه بكلامين، والنقصان يتمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة، وذلك لا يمنع الجواز بخلاف ما تقدم، لأن النقصان هناك تمكن على ملك الشريك، كذا في "الجوهرة النيرة".

(٢) قوله: "لم يجز عند أبي حنيفة" لأن الإعتاق يتجزأ عنده، وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص، قال الله تعالى: ﴿فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مَن قَبلِ أَن يَتَمَاسًا﴾، وإعتاق النصف حصل بعد المسيس، وعندهما يجوز، لأن إعتاق النصف عندهما إعتاق الكل، فحصل إعتاق قبل المسيس، وإذا لم يجز عند أبي حنيفة استأنف عتق رقبة أخرى. (الجوهرة)

(٣) قوله: "متتابعين... إلخ" أما التتابع فلأنه منصوص عليه، وصوم شهر رمضان لا يقع عن الظهار لما فيه من إبطال ما أوجبه الله تعالى، والصوم في هذه الأيام أي يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق منهي عنه، فلا ينوب عن الواجب الكامل، كذا في "الهداية".

(٤) قبوله: "في خلال الشهرين" قييد بقوله: في خلال الشهرين، لأنه لبو جامع في خلال الإطعام لا يستأنف اتفاقًا، لأن النص في الإطعام مطلق، وقيد الليل بالعمد والنهار بالنسيان، لأنه لو وطئ ليلا ناسيًا لا يستأنف اتفاقًا، ولو وطئ نهارًا عامدًا استأنف اتفاقًا.

(٥) قوله: "استأنف" لفوات التتابع، وهو قادر عليه، فإن كانت امرأة فحاضت، أو نفست في خلال ذلك لم يستأنف، كذا في "الجوهرة النيّرة".

(٦)قوله: "لم يجزه في الكفارة [لأنه لا ملك له، وهو من أهل الصوم فلزمه، وليس للمولى أن يمنعه. (ج)] إلا الصوم" أي لو ظاهر العبد من امرأته وأراد الكفارة عن الظهارة لم يجز له إلا الكفارة بالصوم ولوأطعم نائبًا عنه مولاه، لأنه ليس من أهل الملك، فلم يكن أهلا للتكفير بالمال، وليس للمولى منع العبد عن التكفير بالصوم لتعلق حق المرأة به بخلاف سائر الكفارات، وإنما لم تتنصف لما فيها من معنى العبادة. (المستخلص وفتح المعين)

فإن لم يَستَطِع المُظَاهِرُ الصِيامَ أطعَم ستّينَ مسكينًا (۱)، ويُطعِمُ كُلِّ مسكين (۱) نصف صاع مِن بُرّ، أو صاعًا مِن تَمرٍ أو شَعيرٍ، أو قَيمَة ذَلك (۱) فإن غَد اهُم وعَشّاهُم، جَازَ قَليلا كَانَ مَا أكلُوا أو كثيرًا (۱)، وإن أطعَم مسكينًا وَاحِدًا ستّينَ يَومًا أَجزَأُه (۱)، وإن أعطَاهُ في يَومٍ وَاحِد لَم يُجزِه إلا عَن يَومِه (۱)، وإن قَرُبَ التِي ظَاهَرَ مِنهَا في خِلالِ الإطعَامِ لَم يَستَأْنِف (۱)، ومَن وَجَبَت عَليه عَن يَومِه (۱)، وإن قَرُبَ التِي ظَاهَرَ مِنهَا في خِلالِ الإطعَامِ لَم يَستَأْنِف (۱)، ومَن وَجَبَت عَليه كَفّارَتَا ظَهَارٍ، فأعتَق رَقَبَتينِ لا يَنوِي لأ حَدهما بعينِها جَازَ عَنهُ مَا، وكذَ لكَ إن صَامَ أربَعة أشهُر، أو أطعَمَ مائةً وعشرينَ مسكينًا جَازَ (۱).

وإن أعتَقَ رَقَبَةً وَاحِدَةً عَنهُمَا، أو صَامَ شَهرَينِ كَانَ لَه أَن يَجعَلَ ذَلِكَ عَن أيّتِهِمَا

 <sup>(</sup>٧) لأنه ليس من أهل الملك، فلا يصير مالكًا بتمليكه، والكفارة عبادة، ففعل الآخر لا يكون فعله، كذا في "مجمع الأنهر".

<sup>(</sup>١)قوله: "أطعم ستين مسكينًا" لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَستَطعْ فَإطعَامُ سِتِّينَ مِسكيِنًا﴾ وفي "القهستاني": وقيد المسكين اتفاقى لجواز الصرف إلى غيره من مصارف الزكاة، كماً في "رد المحتار".

<sup>(</sup>٢) قوله: "ويطعم. . . إلخ" لقوله عليه السلام في حديث أوس بن الصامت وسهل بن صخر: «لكل مسكين نصف صاع من بر»، ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين، فيعتبر بصدقة الفطر، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٣) قوله: "أو قيمة ذلك [ذلك مذهبنا]" لأن القيمة عندنا تجزئ في الزكاة، فكذا في الكفارات، ولأن المقصود سد الخلة ودفع الحاجة، وذلك يوجد في القيمة. (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>٤) قوله: "جاز قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا" يعنى بعد أن وضع لهم ما يشبعهم، والمعتبر هو الشبع لا مقدار الطعام، ولا بد من أكلتين شبعتين غداء وعشاء، أو سحوراً وعشاء، أو غدائين، أو عشائين أو سحورين، ولا يجزئ في غير البر إلا بالإدام. قال في "الهداية" لا بد من الإدام في خبز الشعير ليمكنه الاستيفاء إلى الشبع، وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدام، فإن كان فيهم صبى فطيم لا يجزئ، لأنه لا يستوفى الأكل كاملا، والمعتبر أن يكون كل واحد منهم يستوفى الأكل، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٥)قوله: "أجزأه" وقال الشافعي: لا يجوز حتى يستوفى عدد المساكين، لنا أنه حق يخرج من المال، فما جاز دفعه إلى اثنتين جاز تكرار دفعه إلى واحد كالزكاة، ولأنه مسكين لم يستوف إلا قوت يومه من كفارة، فجاز الصرف منها إليه كسائر المساكين، كذا في "شرح الأقطع".

<sup>(</sup>٦) قوله: "لم يجزه إلا عن يومه ذلك" لأن الواجب عليه التفريق، ولم يوجد كالحاج إذا رمى الجمرة بسبع حصيات بدفعة واحدة لا يجزئه إلا عن واحدة، كذا في "رمز الحقائق".

<sup>(</sup>٧) قوله: "لم يستأنف" لإطلاق نص الإطعام إلا أنا أوجبنا قبل المسيس لاحتمال القدرة على الإعتاق والصوم، فتقعان بعده، والمنع بمعنى لا ينافي المشروعية، كذا في "مجمع الأنهر".

<sup>(</sup>٨) قوله: "جاز" لأن الجنس متحد، فلا حاجة إلى نية معينة، كذا في "الهداية".

شَاءَ (۱).

### كتَابُ اللعَان (٢)

إذَا قَذَ فَ الرَجُلُ امرَأَتَه بالزِنَا (")، وهُمَا مِن أهلِ الشَهادَة، والمَمرَأةُ مِمّن يُحَد قَاذِفُها (4)، أو نَفَى نَسَبَ وَلَدِها، وطَالَبتْهُ المَمرَأةُ بِمُوجِبِ القَذف، فَعَلَيهِ اللِعَانُ، فإنِ امتَنَعَ مِنهُ حَبَسَهُ الْحَاكِم (6) حَتّى يُلاعِنَ، أو يُكَذّبَ نَفسَه فيُحَدّ، وإن لاعَن وَجَبَ عَلَيهَا اللِعَانُ، فإنِ امتَنَعَت عبَسَهَا الحَاكِم حَتّى يُلاعِنَ، أو يُكذّبَ نَفسَه فيُحَدّ، وإذ اكانَ الزَوجُ عَبدًا، أو كَافِرًا، أو مَحدُودًا في حَبَسَهَا الحَاكِمُ حَتّى تُلاعِنَ، أو تُصَدّقُه (1)، وإذا كانَ الزَوجُ عَبدًا، أو كافِرًا، أو مَحدُودًا في

(١) قوله: كان له . . . إلخ "والقياس أن لا يجوز، وهو قول زفر رحمه الله ، لأنه لو قسم عليهما صار من كل واحد نصفه ، فبطل أصلا كما لو أعتق عن ظهار وفطر ، ولنا ما قلنا : إن التعيين في الجنس الواحد لغو ، كذا في "المنافع".

(٢) قوله: "كتاب اللعان" المناسبة بين الكتابين أن الظهار منكر من القول وزور، لأنه تشبيه المحللة بالمحرمة، والنسبة للمحصنة بالزنا في كونه منكرا أقوى، وقدم الظهار على اللعان، لأن الأول أقرب إلى الإباحة من الثانى، لأن سبب اللعان أعنى القذف بالزنا لو أضيف إلى غير الزوجة يوجب الحد، والموجب للحد لا يكون إلا معصية محضة، وإنما لقبه باللعان دون الغضب وإن كان فيه الغضب أيضًا، لأن اللعن من جانب الرجل وهو مقدم وسابق، والسبق من أرباب الترجيح، كذا في "الجوهرة".

واللعان لغة : مصدر لاعن كقاتل من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، وشرعًا: شهادات -أربعة - مؤكدات بالأيان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها، وشرطه قيام الزوجية وكون النكاح صحيحًا، وسببه قذف الرجل زوجته قذفًا يوجب الحد في الأجنبية، وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن، وحكمه حرمة الوطء والاستمتاع بعد التلاعن، ولو قبل التفرق بينهما الحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا، وأهله من هو أهل للشهادة، كذا في "الدر المختار".

- (٣)مثل أن يقول: يا زانية، وأنت زنيتٍ، أو رأيتك ِتزنين، أو هذا الولد من الزنا، أو ليس هو مني. (ج)
- (3) قوله: "والمرأة عمن يحد قاذف" بن كانت عفيفة مبرأة عن الزنا غير متهمة به، لأن اللعان قائم مقام حد القدف في حقه، فلا بد من عفتها وتخصيص ذكر المرأة بهذا، لأن حد القذف لا يجب إلا إذا كان المقذوف عفيفا فكذا اللعان، لأنه قائم مقامه، فإذا لم تكن عفيفة ليس لها أن تطالب به لفوات شرطه، فلا يتصور اللعان، وهذا المعنى لا يوجد في حقه، فلذلك خصها بالذكر بهذا، فإن كانت أمة، أو كتابية، أو صبية، أو مجنونة، أو زانية، فلا حد، ولا لعان. (العيني وفتح المعين)
- (٥) لأن اللعان حق مستحقّ عليه، وهو قادر على إيفاءه، فيحبس حتى يأتي به، أو يكذب نفسه ليرتفع الشين. (ج)
- (٦) قوله: "أو تصدقه [فتحد حدالزنا. (ج)]" وفي بعض النسخ القدوري وقع بعد هذا فتحد أي إذا صدقته تحد حدالزنا، قالوا: هو غلط من النساخ، لأن تصديقها إياه لا يكون أبلغ من إقرارها بالزنا، وثم لا تحد بمرة واحدة، فهنا أولى، وإن صدقته عند الحاكم أربع مرات لا تحد أيضًا، لأنها لم تصرح بالزنا، والحد لا يجب إلا بالتصريح، وإنما بدأ في اللعان بالزوج، لأنه هو المدعى. (الجوهرة النيّرة)

قَذَف، فقَذَف امرَأْته، فعَلَيه الحَد (١) وإن كَانَ الزَوجُ مِن أَهلِ الشَّهَادَةِ وهِي أَمَـةٌ أَو كَافِرَةٌ، أو مَحَـدُودَةٌ في قَـذف، أو كَانَت مِمَّن لا يُحَدَّقَاذِفُهَا (١)، فلا حَدَّ عَلَيهِ في قَذْفِهَا ولا لعَانَ (٢) .

(١) قوله: "فعليه الحد" لأنه تعذر اللعان مبنى من جهته، فيصار إلى الواجب الأصلى، وهو الثابت بقوله تعالى: ﴿وَالْدَينَ يَرمُونَ الْمُحصَنَاتِ ثُمّ لَم يَأْتُوا بِأربَعَة شُهَدَاءَ﴾ الآية، واللعان خلف عنه، وصورة كون الزوج كافرًا، بأن كان الزوجان كافرين فأسلمت المرأة فقذفها بالزنا قبل عرض الإسلام عليه أو نفى نسب ولدها، فإنه يجب عليه الحد، فإن أقبم عليه بعض الحدثم أسلم، فقذفها ثانيًا.

قال أبو يوسف: أقيم عليه بقية الحد ثم يلاعنا، وقال زفر: لا لعان بينهما، وهذا بناء على أن شهادة القاذف إنما تبطل بأول سوط، وقيد بقوله: "أو محدودًا في قذف" إذ لو كان محدودًا في زنا أو خمر، فإنه يلاعن، كذا في "الجوهرة النيّرة".

(٢ُ)بأن كانت صبيّة، أو مجنونةً، أو زانيةً.

(٣) قوله: "فلا حد عليه في قذفها ولا لعان" أما عدم الحد فلامتناع اللعان من جهتها على ما صرح به في "الهداية"، وذلك أن موجب القذف في حق الزوج عندنا اللعان، وإنما يصار إلى الحد عند تعذر اللعان لا من جهتها، وأماعدم اللعان فلعدم أهليتها للشهادة وعدم عفتها، ولكنه يعزر لإلحاقه الشين بها، كذا في "مجمع الأنهر". وقال في "الهداية": الأصل في ذلك قوله عليه السلام: «أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم اليهودية والنصرانية تحت مسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك» -انتهى -.

(٤)إنما شرط الإشارة لزوال الاحتمال؛ لأنه قد يقصد غيرها بذلك. (ج)

(٥) قوله: "غضب الله عليها. . . إلخ" إنما ذكر الغضب في جانبها لأن النساء يستعملن اللعن كثيرًا فيكون ذكر الغضب ادعى لهن إلى الصدق. (الجوهرة)

(٦) قوله: "فرق القاضى بينهما" ولا تقع الفرقة حتى يقضى بالفرقة على الزوج، فيفارقها بالطلاق، فإن امتنع من ذلك فرق القاضى بينهما، وقبل أن يفرق الحاكم لا تقع الفرقة والزوجية قائمة يقع طلاق الزوج عليها، وظهاره وإيلاءه وتجرى التوارث بينهما إذا مات أحدهما، وقال زفر: تقع بتلاعنهما، لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث. ولنا أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف، فيلزمه التسريح بالإحسان، فإذا امتنع ناب القاضى -

وقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ: يَكُونُ تَحرِيًا مُؤبّد اللهَ وإن كَانَ القَذفُ بولَد، نَفَى القَاضِي نَسَبَه، وأَخَقَه بِأُمّه (٢)، فإن عَادَ الزَوجُ (٣)، وأكذَ بَ نَفسَه حَدّه (٤) القَاضِي، وحَلَّ لَه ان يَتَزَوّجَهَا، وكَذَ لِكَ إِن قَذَ فَ غَيرَهَا فَحُدّ بِه (٥)، أو زَنَت فَحُد تَ (٢)، وإن قَذَ فَ امرَأتَه، وهِي يَتَزَوّجَهَا، وكَذَ لِكَ إِن قَذَ فَ غَيرَهَا فَحُدّ بِه (٥)، أو زَنَت فَحُد تَ (٢)، وإن قَذَ فَ امرَأتَه، وهِي صَغِيرَةُ، أو مَجنُونَةٌ، فلا لِعَانَ بَينَهُمَا (٧)، ولا حَدّ، وقَذَ فُ الأخرَسِ لا يَتَعَلَّقُ بِه اللّعَانُ (٨). وإذَا قَالَ الزَوجُ: لَيسَ حَملُكِ منى، فلا لِعَانَ (٩)، وإن قَالَ: زَنَيتِ، وهَذَا الْحَملُ مِن الزِنَا وإذَا قَالَ الزَوجُ: لَيسَ حَملُك منّى، فلا لِعَانَ (٩)، وإن قَالَ: زَنَيتِ، وهَذَا الْحَملُ مِن الزِنَا

منابه دفعًا للظلم دل عليه قول ذلك الملاعن عويمر العجلاني عند النبي ﷺ كذبت عليها يا رسول الله! فقال له: أمسكها، فقال: إن أمسكتها فهي طالق ثلاثًا قاله بعد اللعان، كذا في "الجوهرة النيّرة" وغيرها.

- (١) قوله: "تحريماً مؤبّداً" لقوله عليه السلام: المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا، وهما يقولان: معنى الحديث ما دام متلاعنين، فأما إذا كذب نفسه لم يبقَ التلاعن بعد إلا كذب، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٢) قوله: "وألحقه بأمه" لما روى عن ابن عمر أنه عليه السلام لاعن بين رجل وامرأته، ففرق بينهما وألحق الولد بأمه، رواه البخاري ومسلم. (العيني والفتح)
  - (٣) بأن قال: كنت كاذبًا فيما رميتها به من الزنا. (ج)
    - (٤) حد القذف؛ لإقراره بوجوب الحد عليه.
- (٥) قوله: "وكذلك إن قذف غيرها فحد به [لأنه خرج بذلك من أن يكون من أهل الشهادة . (ج)]" أي كذلك يحلّ له بعد اللعان أن يتزوج بها إذا قذف غيرها فحد، لأنه لم يبقَ أهلا لللعان، فخرج من أن يكون متلاعنًا. (العيني والمستخلص)
- (٦) قوله: "أو زنت فحدت" أى كذا يحل له أن يتزوجها إذا زنت المرأة فحدت بالزنا، أو قذفت إنسانًا فحدت، لأنها صارت ممن لا يحد قاذفها، فخرجت من أهل اللعان، وإنما يتصور هذا إذا تلاعنا بعد التزوج قبل اللخول ثم زنت، لأن حدها الجلد حينئذ، لأنها ليست بمحصنة، وقوله: "فحدت" وقع اتفاقًا، لأن زناها من غير حد يسقط إحصانها، ولا لعان إلا بين محصنين بخلاف القذف، فإنه لا يسقط به الإحصان حتى يحد، وضبط بعضهم أو زنت بتشديد النون أى نسبت غيرها إلى الزنا، وهو القذف، فعلى هذا يكون ذكر الحد فيه شرطا، فيزول الإشكال، كذا في "العيني" و "مستخلص الحقائق".

قال في "الجوهرة": صورة هذه المسألة أن تكون المرأة بكرًا وقت اللعان، أو تكون محصنة، ثم ترتد بدار الحرب ثم تسبى وتسلم وتزنى فحدها في الوجهين الجلد، فيكون قول الشيخ: "أو زنت فحدت أى زنت قبل الدخول، أما بعده فلا يتصور الجلد إلا أن ترتد وتلحق وتسبى ثم تسلم وتزنى، ورواية الفقيه ابن دعاس زنت بالتشديد أى قذفت.

- (٧) لأنه لا يحدّ قاذفها. (ج)
- (٨)لأنه يتعلق بالصريح . (ج)
- (٩) قوله: "فلا لعان" وهذا قول أبي حنيفة وزفر، لأنه لا يتيقن بقيام الحمل، فلم يصر قاذفًا، وقال أبويوسف ومحمد: اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، وهي معنى ذكر في الأصل، لأنا

تَلاعَنَا('')، ولَم يَنف القَاضِي الحَملَ مِنهُ ('')، وإذَا نَفَى الرَجُلُ وَلَدَ امرَأَتِه عَقيبَ الوِلادَة، أو في الحَالِ التِي تُقبَلُ التَهنِئَةُ فِيهَا، وتُبتَاعُ لَه آلَةُ الوِلادَةِ صَحّ نَفيُه، ولاعَنَ بِه (۳)، وإن نَفَاهُ بَعدَ ذَلكَ لاعَنَ '')، ويَثبُتُ النَسَبُ (٥).

وقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا الله (٢): يَصِح نَفيُه في مُدَّة النِفَاسِ، وإن وَلَدَ تُ وَلَدَينِ في بَطنِ وَاحِدَة، فنَفَى الأوّلَ، واعتَرَفَ بالثَّانِي ثَبَتَ نَسَبُهُمَا (٧)، وحُد الزَوج (٨)، وإن تيقنا الحمل عنده، فيتحقق القذف.

قلنا : إذا لم يكن قذفًا في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كأنه قال : "إن كان بك حمل، فليس مني َ والقذف لا يصح تعليقه بالشرط، كذا في "الهداية".

#### (١) لأنه قذفها بصريح الزنا، فوجب عليه اللعان. (ج)

(٢) قوله: "ولم ينف. . . إلخ" وقال الشافعي: ينفيه، لأنه عليه السلام نفي الولد عن هلال، وقد قذفها حاملا، ولنا أن الأحكام لا يترتب عليه إلا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله أي قبل الولادة، والحديث محمول على أنه عليه السلام عرف قيام الحبل بطريق الوحي، كذا في "الهداية".

(٣) قوله: "صح نفيه و لاعن به . . . إلخ" اعلم أن المولود في فراش الزوجة لا ينتفى إلا باللعان ، والفراش ثلاثة: قوى ووسط وضعيف ، فالقوى فراش المنكوحة يثبت النسب فيه من غير دعوة ، ولا ينتفى إلا باللعان ، والضعيف فراش الأمة لا يثبت النسب من غير دعوة ، والوسط فراش أم الولد يثبت فيه النسب من غير دعوة ، وينتفى من غير اللعان ، وإذا نفى ولد الزوجة بأن قال: ليس هو منى ، أو هو من الزنا ، وسقط اللعان بوجه من الوجوه ، فإنه لا ينتفى نسبه أبدًا ، وكذا إذا كانا من أهل اللعان ولم يتلاعنا ، فإنه لا ينتفى ، فإذا ثبت هذا .

قلنا: إذا نفاه عقيب الولادة صح نفيه، ولاعن به عند أبى حنيفة ما لم يظهر منه اعتراف، أو دلالة على الاعتراف، ولم يقلم وقتًا، وإنما هو مفوض إلى رأى الإمام، وذكر أبو الليث: أن له نفيه إلى ثلاثة أيام، وروى الحسن إلى سبعة أيام، وهو ما بين الولادة إلى العقيقة، وهذا غير صحيح، لأنه تقدير لا دليل عليه، كذا في "الجوهرة النيرة".

- (٤) لوجود القذف.
- (٥) لأن تقادم العهد دليل الالتزام، فلا يصح النفي بعده.
- (٦) قوله: "وقال أبو يوسف ومحمد. . . إلخ "وجه قول أبى حنيفة: إنه إذا نفاه عقيب الولادة انتفى بالإجماع، وإن لم ينفه حتى تطاولت المدة لم يملك نفيه بعد ذلك، فاحتجنا إلى حد فاصل بينهما، ومعلوم أن الإنسان لا تشهد على نفسه بنسب ولده، وإنما يقبل النهنئة، ويبتاع آلة الولادة، فإذا فعل ذلك أو مضى من المدة ما يمكنه أن يفعل ذلك فيه في العادة وهو ممسك عن نفيه كان الظاهر أنه معترف به، ولا يملك نفيه بعد ذلك، وجه قولهما: إن مدة النفاس أجريت مجرى حال الولادة بدليل سقوط الصلاة والصوم، فكذلك في باب نفى الولد، كما في "شرح الأقطع".
  - (٧) لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد؛ لأنه أكذب نفسه بالثاني. (ج)
    - (٨)ولالعان. (ج)

اعتَرَفَ بالأوّلِ، ونَفَى الثّانِي ثَبَتَ نَسَبُهُمَا ولاعَنَ (١).

#### كتَابُ العدّة (٢)

إذَا طَلَقَ الرَجُلُ امرَأَتَه طَلاقًا بَائِنًا، أو رَجعيّا، أو وَقَعَتِ الفُرقَةُ بَينَهُ مَا بغَيرِ طَلاق (٢)، وهي حُرّةٌ ممّن تَحيضُ، فعد تُهَا (١) ثَلاثَةُ أقرَاء (٥)، والأقرَاءُ الحَيضُ (١).

وإن كَانَت لا تَحيضُ من صغر (٧) أو كبر (٨) فعد تُهَا ثَلاثَةُ أَشهُرٍ، وإن كَانَت حَامِلا، فعد تُهَا أن تَضَعَ حَملَهَا (١١) وإن كَانَت أمَّة، فعد تُهَا (١٠) حيضتَان (١١) وإن كَانَت لا

(١) قوله: "ثبت نسبهما ولاعن" لأنهما حمل واحد، فإذا اعترف بالأول ثبت نسبه، فلا يصح نفيه للثاني،
 فثبتا جميعًا، وعليه اللعان، لأنه صار قاذفًا للزوجة بنفي الزوج. (الجوهرة)

(٢) قوله: "كتاب العدة" لما ترتبت في الوجود على الفرقة بجميع أنواعها أورده عقيب الكل، كذا في "رد المحتار". والعدة مصدر من عَدّيعُدّ، يقال: عددت الشيء أي أحصيته، كذا في "رمز الحقائق".

وفي "الدر المختار": هي لغةً: بالكسر: الإحصاء، وبالضم: الاستعداد للأمر. –انتهي–.

قال في "الجوهرة": العدة جمع عدة، والعدة هي التربص الذي يلزم المرأة بزوال النكاح أو شبهته، وهي مدة وضعت شرعًا للتعرف عن براءة الرحم، وهي على ثلاثة أضرب، الحيض والشهور ووضع الحمل، فالحيض يجب بالطلاق والفرقة في النكاح الفاسد، والوطء بشبهة النكاح ويعتق أم الولد وموت مولاها.

وأما الشهور فعلى ضربين: ضرب منها يجب بدلا عن الحيض في الصغيرة والآيسة، والضرب الثاني: هو الذي يلزم المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا، ويستوى فيه المدحول بها وغير المدخول بها إذا كان النكاح صحيحًا، أما الفاسد فعدتها فيه الحيض في الفرقة والموت، وأما وضع الحمل فيقضى به كل عدة عندهما، وقال أبو يوسف: مثله إلا في امرأة الصغيرة، كذا في "الجوهرة".

(٣)قوله: "أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق" مثل أن تحرم عليه بعد الدخول، بأن تمكن ابن زوجها من نفسها، أو ما أشبه ذلك مما يوجب الفرقة بالتحريم. (الجوهرة)

- (٤) سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية . (ج)
- (٥) هذا إذا طلقها بعد الدخول، أما قبله فلا عدة عليها. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "والأقراء الحيض" وقال مالك والشافعي: هي الأطهار، وحجتنا على أن الأقراء هي الحيض، قوله عليه السلام: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقراءها» أي أيام حيضها، وقوله عليه السلام لفاطمة: «إذا أتاك قرءك فدعى الصلاة»، وفي هذه المسألة بحث طويل مذكور في كتب أصول الفقه، إن شئت، فارجع إليها. (الجوهرة وغيرها)
  - (٧) لقوله تعالى: ﴿وَاللائِي لَم يَحضنَ﴾ الآية.
  - (٨)ولقوله تعالى: ﴿وَاللانِي يَشِسْ مِنَ المُحيِضِ ﴾ الآية.
  - (٩) لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتِ الأحمالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعَنَ حَملَهُنَّ ﴾ .

تَحِيضٌ، فعد تُهَا شَهرٌ ونصفٌ ()، وإذا مَاتَ الرَجُلُ عَن امرَأتِه الحُرَّة، فعد تُهَا أَربَعةُ أَشهُر وعَشَرَةُ أَيّامٍ ()، وإن كَانَت أَمَةً، فعد تُهَا شَهرَانِ وخَمسَةُ أَيّامٍ ()، وإن كَانَت حَامِلا، فعد تُهَا أن تَضَعَ حَملَها ()، وإذا وَرِثَت المُطلّقةُ في المَرضِ، فعد تُهَا أبعَدُ الأَجلَينِ () عند أبي حَنيفة رَحِمهُ الله، وإذا عتقت الأَمةُ في عد تها من طلاق رَجعي، انتقلَت عد تُها () إلى عدة الحَرائرِ ()، وإذا عتقت وهي مَبتُوتَةُ، أو مُتَوفي عنها زَوجُها لَم تَنقُل عِد تُها () إلى عِدة الحَرائرِ ()، وإذا كَانَت آيسَة ()، فاعتَد تن بالشهُور، ثم رأت الدَم انتقض مَا مَضَى (١١) من عد تها، وكانَ عَليهَا أن تَستَأنِفَ العِد قَبالحَيض، والمَنكُوحَةُ نِكاحًا فاسِدًا، والمَوطُوءَةُ بِشُبهة، وكانَ عَليهَا أن تَستَأنِفَ العِد قَبالحَيض، والمَنكُوحَةُ نِكاحًا فاسِدًا، والمَوطُوءَةُ بِشُبهة،

- (١٠) لقوله عليه السلام: «وعدة الأمة حيضتان». (ج)
  - (١١) لأن الرقّ منصف، والحيض لا يتجزأ. (ج)
- (١) لأن الشهر يتجزأ، فأمكن تنصيفه عملا بالرقّ. (ج)
- (٢) لقوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبُّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربَعَة أَشْهُر وعَشرًا﴾.
  - (٣) لأن الرقّ منصف، وأم الولد والمدبّرة والمكاتبة مثلها. (ج)
- (٤) قوله: "أن تضع حملها" الإطلاق قوله تعالى: ﴿ وَأُولاتِ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يضَعَنَ حَملَهُنّ ﴾ وقال عبدالله بن مسعود: من شاء بأهليته أن سورة النساء القصرى -أى التى فيها آية ﴿ وَأُولاتِ الأَحْمَال . . . ﴾ إلخ- نزلت بعد الآية التى في سورة البقرة أى ﴿ يَتَرَبّصنَ بِأَنفُسِهِنّ أَربَعَة . . . ﴾ إلخ، وقال عمر : لو وضعت وزوجها على سريره -أى لم يدفن بعد الانقضت عدتها، وحل لها أن تتزوج، كذا في "الهداية".
- (٥) قوله: "أبعد الأجلين" أى عليها أربعة أشهر وعشر إذا كانت أطول من العدة بالحيض، وحيض إن كان أطول من العدة بالأشهر، وقال أبو يوسف: ثلاث حيض، وهذه إذا كان الطلاق باثنًا، أما إذا كان رجعيًا، فعليها عدة الوفاة إجماعًا، كذا قاله ملا مسكين.
- (٦) قوله: "انتقلت عدتها إلى. . . إلخ" وتفسير ذلك أنها تعتد أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض حتى لو
   اعتدت أربعة وعشراً، ولم يحض كانت في العدة ما لم تحض ثلاث حيض، ولو حاضت ثلاث حيض قبل تمام
   أربعة أشهر لا تنقضى عدتها حتى تتم المدة، كذا في قاضى خان ذكره في "النهاية".
  - (٧) لقيام النكاح من كل وجه، ويكون ذلك من وقت الطلاق. (ج)
    - (٨) لزوال النكاح بالبينونة والموت. (ج)
    - (٩) أي الزوجة حرة كانت أو أمةً. (الفاتح)
- (١٠) قوله: "انتقض ما مضى" معناه إذا رأت الدم على العادة، لأن عودها يبطل الإياس، وهو الصحيح، فظهر أنه لم يكن خلفًا، وهذا لأن شرط الخليفة تحقق الياس، وذلك باستدامة العجز إلى الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني، كذا في "الهداية".

عِدَّتُهُمَا الْحَيضَ في الفُرقَةِ والمَوتِ (١)، وإذَا مَاتَ مَولى أُمِّ الوَلَد عَنهَا، أَو أَعتَقَهَا، فعدتُهَا ثَلاثُ حِيضٍ (٢)، وإذَا مَاتَ الصَغيرُ عَن امرَأتِه، وبِهَا حَبَلٌ، فعِدتُهَا أَن تَضَعَ حَملَهَا (٢)، فإن حَدَثَ الْحَبَلُ بُعدَ المَوتِ، فعِدتُهَا أَربَعَةُ أَشهُرِوعَشَرَةُ أَيّامٍ.

وإذَا طَلَّقَ الرَجُلُ امراً تَه في حَالَة الحَيضِ لَم تَعتَد بالحِيضَة التي وَقَعَ فِيهَا الطَّلاقُ ''، وإذَا وَطئت المعتدة أَبشُبهة ، فعكيها عد أُ أخرى، وتَدَا خَلَتِ العِد تَّان ''، فيكُونُ مَا تَراهُ مِن الحَيضِ مُحتَسبًا مِنهُ مَا جَمِيعًا، وإذَا انقَضَت العِد أَ الأولَى، ولَم تَكمُل الثَانيَة ، فعكيها إتمَامُ العَدة الثَانية ، وابتداء العدة في الطَلاق عَقيبَ الطَلاق، وفي الوَفَاة عَقيبَ الوَفَاة ، فإن لَم تَعلَم بالطَلاق أو الوَفَاة ، حَتّى مَضَت مُدة ألعدة ، فقد انقَضَت عد تُهَا ('').

والعِدَّةُ في النِكَاحِ الفَاسِدِ عَقِيبَ التَفرِيقِ بَينَهُمَا، أو عَزَمَ الوَاطِئُ عَلَى تَركِ وَطءِهَا،

<sup>(</sup>۱) قوله: "عدتهما الحيض في الفرقة والموت [هذا إذا دخل بها، أما إذا لم يدخل بها حتى مات لم يجب عليها شيء. (ج)]" وإنما كان عدتهما الحيض في الفرقة والموت، لأن هذه العدة تجب لأجل الوطء، لا لقضاء حق النكاح، والعدة إذا وجبت لأجل الوطء كانت ثلاث حيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض كان عليها ثلاثة أشهر، لأن كل شهر يقوم مقام حيضة، وإنما استوى الموت والطلاق، لأن عدة الوفاة إنما تجب على الزوجة لقوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾، وهذه ليست بزوجة، وإن كانت أمة، فعدتها بالحيض حيضتان، وبالأشهر شهر ونصف. (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>٢) إذا لم تكن معتدة، ولا تدت زوج، ولا نفقة لها في العدة؛ لأنها عدة وطء كالمعتدة من نكاح فاسد. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٣) قوله: "أن تضع حملها" هذا عندهما، وقال أبو يوسف: عدتها أربعة أشهر وعشرًا، لأن الحمل ليس بثابت النسب منه، فصار كالحادث بعد الموت، ولهما إطلاق قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ ﴾. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٤) لأن العدة مقدرة بثلاث حيض كوامل، وهذه قد فات بعضها. (ج)

<sup>(</sup>٥) قوله: "وتداخلت العدتان" صورة التداخل طلق امرأته، فحاضت، ثم وطئها رجل بشبهة، فعليها أن تعتد ثلاث حيض، يكون حيضتان لتمام عدة الزوج، ولها مهر كامل على الزوج الأول، ولها مهر المثل على الثاني، وحيضة أخرى للزوج الثاني.

<sup>(</sup>٦) قوله: "فقد انقضت عدتها" لأن العدة هي مضى الزمان، فإذا مضت المدة انقضت العدة قال في "الهداية"، ومشايخنا يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيًا لتهمة المواضعة تي أنه لو أقر أنه طلقها منذ سنة، فإن كذبته في الإسناد، أو قالت: لاأدرى، فأنه تجب العدة من وقت الإقرار، وإن صدقته قال محمد: تجب العدة من وقت الطلاق، والمختار من وقت الإقرار، كذا في "الجوهرة النيرة".

وعَلَى المَبتُونَة (١) والمُتَوَفّى عَنها زَوجُها إذا كَانَت بَالغَةً مُسلمَةً الإحدَاد (٢).

والإحداد ((۱) أن تَترُك الطيب (() والزينة والدُهن (() والكُحل (() إلا من عُذر (() ولا تختضب بالحِنّاء (() ولا تَلبَس ثُوبًا مَصبُوغًا بِوَرس ولا بِزَعفَرَان (() ولا إحداد عَلَى كَافِرَة ((()) ولا صَغيرَة ((() وعَلَى الأمّة الإحداد ((()) وليس في عِدّة النِكاح الفاسيد ((()) ولا في عِدّة أمّ

(٢) قوله: "الإحداد" أما المتوفى عنها زوجها فلقوله عليه السلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً» وأما المبتوتة فمذهبنا.

وقال الشافعى: لاحداد عليها، لأنه وجب إظهاراً للتأسف على فوت زوج وَفى بعهدها إلى مماته، وهذا قد أوحشها بالإبانة، فلا تأسف بفوته. ولنا ما روى أن النبى نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الحناء طيب، ولأنه يجب إظهاراً للتأسف على فوت نعمة النكاح الذى هو سبب لصونها أى لصون المرأة عن ارتكاب ما لا يجوز، وكفاية مؤنتها، والإبانة أقطع لهامن الموت حتى كان لها أن تغسله أى الزوج ميتًا قبل الإبانة لابعدها، كذا في "الهداية" و "الجوهرة".

- (٣) ويقال: الحداد وهما لغتان. (ج)
  - (٤) خوشبو .
    - (٥) تيل.
    - (٦) سرمه.
- (٧) بأن كان بها وجع العين مثلا فتكتحل. (ج)
  - (٨) لأنه زينة.
- (٩) قوله: "ولا تلبس. . . إلخ" فإن غسل الثوب المصبوغ حتى صار لا ينفض جاز أن تلبسه لزوال الطيب منه، وكذا لا تلبس الثوب المطب، وأما لبس الحرير إن قصدت به الزينة لم يجز، وإن لبسته لعذر كما إذا كان بها حكة أو لعدم غيره جاز من غير إرادة الزينة، كذا في "الجوهرة النيرة".
  - (١٠) قوله: "ولاإحداد على كافرة" لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع، والحداد من حقوقها.
    - (١١) لأن الخطاب موضوع عنها.
- (١٢) قوله: "وعلى الأمة الإحداد" لأنها مخاطب لحقوق الله تعالى فيما ليس فيه إبطال حق المولى بخلاف المنع من الخروج، لأن فيه إبطال حقه، وحق العبد مقدم لحاجته، كذا في "الهداية".
- (١٣) قوله: "وليس في عدة. . . إلخ" لأن الإحداد لحرمة الزوجية والفاسد لاحرمة له، وأم الولد عدتها عدة وطء، فهي كالمنكوحة نكاحًا فاسدًا، ومعنى قوله: "ولا في عدة أم الولد يعنى من المولى إذا أعتقها ، أو مات عنها، لأنه لازوجية بينهما، أما إذا مات زوجها فعليها الإحداد، كذا في " الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>١) قوله: "وعلى المبتوتة" المراد من المبتوتة من انقطع عنها حق الرجعة، وهي تقع على ثلاث: المختلعة، والمطلقة بتطليقة بائنة، كذا في "العناية".

الوَلَد إحدادُ، ولا يَنبَغِى أن تُخطَب المُعتَدةُ (١) ولا بَأْسَ بالتَعريض (١) في الخطبة، ولا يَجُوزُ لِلمُطَلَقة الرَجعية والمَبتُونَة الخُرُوجُ مِن بَيتها لَيلا ولا نَهارًا (١) والمُتَوفِّى عَنها زوجُها تَخرُجُ نَهارًا وبَعض اللَيلِ (١) ولا تَبِيتُ في غَيرِ مَنزِلها، وعَلَى المُعتَدة أن تَعتّد في المَنزِل الذي يُضافُ إلَيها بالسُكنى حَالَ وُقُوعِ الفُرقة (٥) ، فإن كَانَ نَصِيبُها مِن دَارِ المَيّتِ المَيت يَكفِيها، فلَيس لَها أن تَخرُج إلا مِن عُذر (١) ، وإن كَانَ نَصِيبُها مِن دَارِ المَيّتِ لا يَكفِيها، وأخرَجَ الوَرَثة مِن نَصِيبِهِم انتَقلَت (١) ، ولا يَجُوزُ أن يُسَافِرَ الزَوجُ بَالمُطلّقة الرَجعية (٨) ، فإذَا طلّق الرَجعية (٨) ، فإذَا مِن عُذر عَلَى مَهرٌ طلّق الرَجعية (١) ، فعَليه مَهرٌ

<sup>(</sup>١) قوله: "ولا ينبغى أن تخطب المعتدة" لقوله تعالى: ﴿وَلا تعزِمُوا عُقدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبلُغَ الكِتِّبابُ أَجَلَه﴾، كذا في "العناية".

<sup>(</sup>٢) قبوله: "ولابأس بالتعريض [والمراد منه التعريض الذي لا يقف عليه غير المرأة]" لقبوله تعالى: ﴿ وَلا جُنّاحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرّضتُم بِه مِن خطِبة النّسَاء﴾ إلى أن قال: ﴿ وَلكِن لا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًا إلا أن تَقُولُوا قَولا مَعرُوفًا ﴾ قال عليه السلأم: «السر النكاح». وقال ابن عباس: التعريض أن يقول: إنى أريد أن أتزوج، وعن سعيد ابن جبير في القول المعروف: "إنى فيك لراغب وإنى أريد أن نجتمع"، كذا في "الهداية".

وفى الجوهرة" صورة التعريض أن يقول لها: إن أريد النكاح وأحب امرأة صفتها كذا، فيصفها بالصفة التي هي فيها، أو يقول: ليت لي مثلك، أو أرجو أن يجمع الله بيني وبينك، وهذا في المتوفى عنها زوجها. أما في المطلقة فلا يجوز التعريض بخطبتها، لأنها لا تخرج من منزلها، فلا يتمكن من ذلك، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٣) لقوله تعالى: ﴿لا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُبُوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ إلا أن يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبيَّيَةٍ﴾ . (ج)

<sup>(</sup>٤) قوله: "والمتوفى عنها زوجها تخرج . . . إلخ" لأنه لا نفقة لها، فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش، وقد يمتد ذلك إلى هجوم الليل، ولا كذلك المطلقة، لأن نفقتها واجبة على الزوج، وقوله: وبعض الليل، يعنى مقدار ما تستكمل حوائجها، وعن محمد: أنها تبيت في منزلها أكثر الليل. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "حال وقوع الفرقة" لقوله عليه السلام لفريعة بنت مالك حين قتل زوجها" ولم يدع مالا ترثه وطلبت أن تتمحول إلى أهلها لأجل الرفق عندهم: امكثى في بيتك الذي أتاك نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، رواه الترمذي، وصححه هذا في المتوفى عنها زوجها، وفي المطلقة ظاهر. (العيني والمستخلص)

<sup>(</sup>٦) قوله: "إلا من عذر" بأن ينهدم البيت أو كانت في الرستاق فخافت اللصوص أو الظلمة، فلا بأس بالانتقال. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) لأن هذا الانتقال بعذر . (ج)

<sup>(</sup>٨) قوله: `ولا يجوز . . . إلخ "وقال زفر : يجوز ، وهذا الاختلاف مبنى على أن السفر عند أصحابنا ليس برجعة ، لأنه لا يختص بالنكاح ألا ترى أن الإنسان يسافر بزوجته وبأمته ، وما لا يختص بالنكاح لا يقع به رجعة ، وقال زفر : هورجعة ، لأن من لايريدإمساك امرأة ، ويسافر بها ، فصار السفر بمنزلة القبلة ، كذا في "شرح الأقطع " .

كَاملُ" (١)، وعَلَيهَا عدَّةٌ مُستَقبلَةٌ (١)

وقال مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ: لَهَا نِصفُ المَهرِ، وعَلَيهَ الآَا إِمَّامُ العِدَّةِ الأُولَى، ويَثبُتُ نَسَبُ وَلَد المُطَلِّقَةِ الرَجعييّة، إِذَا جَاءَتْ بِه لسَنتَينِ أُو أَكثَرَ مَا لَم تُقرَّ بِانقضاء عِدَّتِهَ الْأَا وَلَد المُطَلِّقَةِ الرَجعييّة، إِذَا جَاءَتْ بِه لسَنتَينِ أُو أَكثَرَ مَا لَم تُقرَّ بِانقضاء عِدَّتِهَ الْأَكثَر مِن جَاءَتْ بِه لأَكثَر مِن مَن يُوم بِه لأَكثَر مِن مَن يَوم الفَرُ وَجِهَا أَا وَان جَاءَتْ لأَقَل مِن مَن يَوم الفَر قَلة هَا إِذَا جَاءَتْ لأَقَل مِن مَن يَوم الفَر قَلة وَلَا مَا يَشبُه إلا أَن مَن يَوم الفَر قَلة وَاذَا جَاءَتْ به لتَهمام سَنتَينِ مِن يَوم الفَر قَلة وَلَهُ مَن يَثبُتُ أَا مَن سَبُهُ إلا أَن اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: "فعليه مهر كامل" غير المهر الأول؛ لأنه يصير قابضًا بالوطء السابق قبل النكاح، فينوب ذلك الوطء عن النكاح الثاني، فصار هذا كالغاصب إذا اشترى المغصوب يصير قابضًا بالقبض السابق، فلا يحتاج إلى تجديد القبض، فكذلك هنا يصير قابضًا بالدخول القابض، فلا يحتاج إلى تجديد الدخول، وعليه عدة مستقلة، لأنه طلقها بعد الدخول حكمًا. (الفاتح وغيره)

<sup>(</sup>٢) كذا في أكثر النسخ، وفي نسخة: عدة مستقلة.

<sup>(</sup>٣) قوله: "وعليها إتمام العدة الأولى" لأنها مطلقة قبل المسيس، فصار كما لو لم يدخل بها في الأول، وله ما أن بالنكاح بطلت العدة، فهذه امرأة مدخول بها طلقها زوجها، فيترتب حكم الطلاق بعد الدخول. (الفاتح)

<sup>(</sup>٤) قوله: "ما لم تقر بانقضاء عدتها الاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أن تكون ممتدة الطهر، والأصل في هذا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بلاخلاف، وأكثرها سنتان عندنا، فإذا ثبت هذا قلنا: إذا جاءت الرجعية بولد لسنتين ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها ثبت نسبه، لأن العدة باقية، ومدة الحمل باقية، وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت أيضًا، وكان علوقها به رجعة إذا لم تكن أقرت بالانقضاء، لأن الرجعي لا يزيل الملك، فإذا جاءت به لاكثر من سنتين علم أنه بوطء حادث، وهي مباحة الوطء، فحمل أسره على أنه وطنها في العدة، فصار مراجعًا بوطءها، فلهذا لزمه، وكان ذلك رجعة، وأما إذا أقرت بالانقضاء في مدة تنقضي بها العدة ثم جاءت به لستة أشهر فصاعدًا لم ينزمه، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا جاءت به بعد الإقرار لستة أشهر علم أنه حدث بعد الإقرار فلم يلزمه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه، لأنا تيقنا كذبها بالإقرار، وعلمنا أنها أقرت وهي حبلي، فلا يصح إقرارها. (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "وبانت من زوجها" لأنها تصير بوضعه منقضية العدة، ويثبت نسبه لوجوب العلوق في النكاح، أو في العدة، ولا يصير مراجعًا، لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق، ويحتمل بعده، فلا يصير مراجعًا بالشك. (الجوهرة)

 <sup>(</sup>٦)قوله: "وكانت رجعة" لأن العلوق بعد الطلاق والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها فيصير بالوطء مراجعًا، كذا في "الهداية" و "الجوهرة".

<sup>(</sup>٧) قوله: "والمبتوتة . . . إلى قوله: لأقل من سنتين" لأنه يحتمل أن يكون الولد قائمًا وقت الطلاق، فلايتيتن بزوال الفراش قبل العلوق، فيثبت النسب احتياطًا.

يَدّعِيه الزَوجُ (١) ويَثبُتُ نَسَبُ وَلَد المُتَوفِّى عَنها زَوجُها (١) ما بَينَ الوَفَاةِ وبَينَ سَنتَينِ (١) وإذَا اعتَرَفَتِ السَمُعتَد أَشهُر تَبَان قضاء عدّت بَها، ثُمّ جَاءَت بِولَد لأ قَل مِن سِتّة أشهُر تَبَن نَسَبُه (١) وإن جَاءَت بِولَد لأ قَل مِن سِتّة أشهُر تَبَن نَسَبُه عِندَ أبى جَاءَت بِه لسِتّة أشهُر لَم يَثبُت نَسَبُه عِندَ أبى حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ (١) إلا أن يَشهَد بِولادَتها رَجُلان، أو رَجُلٌ وامرَأتَان إلا أن يَكُونَ هُنَاكَ حَبَلٌ ظَاهِرٌ، أو اعترافٌ من قبل الزَوج، فيَثبُتُ النَسَبُ مِن غير شَهَادَة .

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ: يَثبُتُ في الجَمِيعِ بِشَهَادَةِ امرَأَة وَاحِدَة (٧)، وإذَا تَزَوَّجَ الرَجُلُ امرَأَةً فجَاءَت بِوَكَدِ لأَ قَلَّ مِن سِتَّةٍ أَشهُرِ مُنذُ يُومٍ تَزَوَّجَهَا لَم يَثبُت نَسَبُهُ (٨)، وإن

- (٢) سواء كان قبل الدخول أو بعده. (ج)
- (٣) لأن الولد تبقى سنتين في بطن أمه . (الفاتح)
  - (٤) لأنه ظهر كذبها بيقين. (ج)
  - (٥) لاحتمال الحدوث بعد العدة. (ج)
- (٦) قوله: "لم يثبت نسبه عند أبى حنيفة إلا. . . إلخ "سواء كانت معتدة من طلاق بائن، أو رجعى، أو وفاة، وقوله: حمل ظاهر، بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر، وقوله: من غير شهادة، يعنى تامة، لأن شهادة القابلة شرط معناه، إذا كان هناك حمل ظاهر، وأنكر الزوج الولادة، فلابد من أن يشهد بولادتها قابلة، لجواز أن تكون ولدت ولدًا ميتًا، وأرادت إلزامه ولد غيره، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٧) قوله: "وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة" لأن الفراش قائم لقيام العدة، والفراش ملزم النسب، كما في حال قيام النكاح، قال فخر الإسلام: ولا بدأن تكون المرأة حرة مسلمة عدلة على قولهما، وأما شهادة الرجل الواحد فذكر الإمام خواهر زاده أنها لا تقبل في هذا الموضع، وفي "الخلاصة": تقبل على أصح الأقاويل، كذا في "المستصفى". (الجوهرة)
- (٨)قوله: "لم يثبت نسبه" لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه، وينفسخ النكاح، لأن من تزوج امرأة وهي حامل لم يجز نكاحها إلا أن يكون الحمل من الزنا عند أبي حنيفة ومحمد، ثم إذا وطنها في هذه النكاح

<sup>(</sup>٨) قوله: "لم يثبت" لأن الحمل حادث بعد الطلاق، فلا يكون منه، لأن وطءها حرام، قال في شرحه: هذا الكلام سهو، لأن في غيره من الكتب أن نسبه يثبت إذا جاءت به لسنتين، لأن رحمها مشغول بالحمل، ومدته سنتان. (الجوهرة)

<sup>(</sup>۱) قوله: "إلا أن يدعيه الزوج" لأنه التزمه ولثبوت نسبه وجه، وهو الوطء في العدة بشبهة هكذا ذكره الشارح، وفيه نظر، لأن المبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهته في الفعل، وفيها لا يثبت النسب، وإن ادعاه نص عليه في كتاب الحدود، فكيف أثبت به النسب هنا، كذا في "رمز الحقائق"، ويمكن توجيهه بأن المراد من هذا وجوده في بعض المواد لا في الكل، فإن في معتدة الكنايات إن ادعى الزوج ولادته ثبت نسبه منه، كذا في "مجمع الأنهر"، ثم إذا ادعى الزوج، هل يشترط فيه تصديق المرأة قال في "النهاية": فيه روايتان،

جَاءَت بِه لَستّة أَشهُر فَصَاعِدًا يَثبُتُ نَسَبُه (١) إن اعتَرَفَ بِه الزَوجُ أُوسَكَتَ، وإن جَحَدَ الوِلادَةَ يَثبُتُ بِشَادَ اللَّهِ اللَّهُ وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَملِ سَنَتَان (٢) وأقلّه سِتّةُ أَشهُر (٣) ، وإذَا طَلّقَ الذَمّيّ الذَمّيّة ، فلا عِدّةَ عَلَيهَ اللهُ وإن تَزَوّ جَتِ الْحَامِلُ مِن الزِنَا جَازَ النكاحُ ، ولا يَطأَهَا حَتّى تَضَعَ حَملَهَا (٥) .

### كتَابُ النَفَقَات (٢)

النَفَقَةُ وَاجِبَةٌ (٧) للزَوجَةِ (٨) عَلَى زَوجِهَا مُسلِمَةً كَانَت أو كَافِرَةً (٩)، إذَا سَلَّمَتْ نَفسَهَا في

يلزمه المهر؛ لأنه حصل في عقد، وقوله: «لم يثبت نسبه» يعنى إذا لم يدعه، أما إذا ادعاه ولم يقل: هو من الزنا ثبت نسبه. (الجوهرة)

(١) لأن الفراش قائم، والمدة تامّة. (ج)

(۲) قوله: "وأكثر مدة الحمل سنتان" عندنا ، وقال الشافعي: أربع سنين ، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وعن مالك خمس سنين وعنه سبع سنين ، وهوقول ربيعة ، وعن الزهري: ست سنين ، وعن الليث ابن سعد: ثلاث سنين ، وعن أبي عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه ، وتعلقوا في ذلك بحكايات لايثبت الحكم بها ، ولنا قول عائشة: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بظل مغزل ، وهو محمول على السماع ؛ لأنه لا يدرى بالرأى ، و"ظل المغزل" مثل لقلته ، لأن ظله حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال ، وهو على حذف المضاف ، تقديره : ولو بقدر ظل مغزل ، ويروى ولوبفلكة مغزل أي ولو بقدر دوران فلكة مغزل كذا في "الرمز"،

(٣)قوله: "وأقله ستة أشهر" بالإجماع، قال تعالى: ﴿وَحَملُه وَفصَالُه تَلاثُونَ شَهرًا﴾ وفصاله في عامين، فيبقى للحمل ستة شهر، روى هذا عن على وابن عباس. (العيني والفتح)

(٤) قوله: "فلا عدة عليها" هذا عند أبى حنيفة: إذا كان ذلك فى دينهم، وكذا إذا مات عنها، وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة، لأنها فى دار الإسلام، ولأبى حنيفة: أن العدة تجب لحق الله، ولحق الزوج، وهى غير مخاطبة بحقوق الله كالصلاة والصوم والزوج قد أسقط حقه، لأنه لا يعقده حقّاً. (الجوهرة)

(٥) لقوله عليه السلام: «لا توطأ حامل حتى تضع إلا أن يكون هو الزاني فيجوز أن يطأها». (ج)

(٦) قوله: "كتاب النفقات" لما فرغ المصنف عن مباحث النكاح والطلاق، أورد مباحث النفقات: منها نفقة المنكوحة ومنها نفقة المطلقة، ومنها نفقة ذوى الأرحام والمماليك التى لا تتعلق بالنكاح والطلاق، ولهذا أوردها في كتاب على حدة. والنفقة لغة: هي ما ينفقه الإنسان على عياله، وشرعاً: الإدراء على شيء بما فيه بقاءه، كذا في "البحر". وفي "الجوهرة": هي عبارة عن استحقاق النفقة بنسب أو سبب، وفي "الدر المختار": هي شرعاً: الطعام والكسوة والسكني، وعرفاً: هي الطعام. -انتهى-. وهي مشقة من النفوق، وهو الهلاك، نقفت الدابة نفوقا، فأهلكت أو من النفاق، وهو الرواح، نفقت السلعة نفاقاً راجت، ذكر الزمخشرى: أن كل ما فاءه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج والذهاب، مثل: نفق ونفر ونفخ ونفس ونفي ونفد، ووجه تسميتها، فإن بها هلاك المال، ورواج الحال، كذا في "رد المحتار".

(٧)قوله: "واجبة" والأصل في وجوب النفقة قوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مَّن سَعَتِه ﴾ وقوله تعالى

مَنزِله (۱) فعكيه نَفَقَتُهَا وكسوتُهَا وسُكنَاهَا، يُعتَبَرُ ذَلكَ بِحَالِهِ مَا جَمِيعًا (۲) مُوسِرًا كَانَ الزَوجُ أُو مُعسرًا، فإن امتَنعَتْ مِن تَسلِيم نَفسِهَا حَتّى يُعطِيهَا مَهرَهَا (۱) فلَهَا النَفَقَةُ (۱) وإن نَشَزَت (٥) فلا نَفَقَةَ لَهَا (٤) مَنزِلِه (٢) وإن كَانَت صَغِيرةً لا يَستَمتِعُ بِهَا، فلا نَفَقَةً لَهَا (٧) وإن مَن مَل مَن إليه نَفسَهَا، وإن كَانَ الزَوجُ صَغِيرًا لا يَقدرُ عَلَى الوَط والمَرأةُ كَبِيرَةً، فَلَهَا النَفَقَةُ والسُكنَى في عَدّتِهَا رَجعيّا كَانَ أو بَائِنًا (١٠) مِن مَالِه (٩) وإذَا طَلِقَ الرّجُلُ امرأتَه، فَلَهَا النَفَقَةُ والسُكنَى في عَدّتِهَا رَجعيّا كَانَ أو بَائِنًا (١٠)،

﴿ وَعَلَى الْمُولُودِ لَه رِزِقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعرُوفِ ﴾ وقوله عليه السلام في حديث حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولأن النفقة جزاء الاحتباس، وكل من كان محبوسًا بحق مقصودًا لغيره كانت نفقته عليه، كذا في "الهداية".

(٨) قوله: "للزوجة. إلخ" سواء كانت حرة أو مكاتبة، أما إذا كانت أمة، أو مدبرة، أو أم ولد، فلا نفقة لها إلا بالتبوئة، وإنما تجب في النكاح الصحيح وعدته، أما الفاسد وعدته فلا نفقة لها فيه، كذا في "الجوهرة النيرة".

(٩) يعني بالكافرة الكتابية. (ج)

(١) قوله: "إذا سلمت" قال في النهاية: هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية، فإنه ذكر في "المبسوط"، وهو ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة واجبة لها وإن لم تنقل إلى بييت الزوج، كذا في "العناية"، قلت اختيار الشيخ القدوري قول أبي يوسف، فإنه اعتبر بوجوب النفقة انتقالها إلى بيت الزوج، كذا في "الجوهرة النيّرة".

(۲) قوله: "يعتبر ذلك بحالهما جميعًا" أى بحال الزوجين، فإن كانا موسرين كان لها نفقة الموسر، وإن كانا معسرين فنفقة المعسرات، وإن كان بالعكس فدون نفقة المعسرات، وإن كان بالعكس فدون نفقة المعسرات، وإن كان بالعكس فدون نفقة الموسرات، وإن كان أحدهما مفرطًا في اليسار والآخر في الإعسار يقضى عليه بنفقة الوسط، وهذا اختيار الخصاف، وعليه الفتوى. وقال الكرخي: يعتبر حال الزوج، وهو قول الشافعي، كذا في "رمز الحقائق".

(٣) قوله: "مهرها" يعنى المهر المعجل أما إذا كان مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها عندهما خلافًا لأبى يوسف إذا لم يكن دخل بها، فإن دخل بها فليس لها أن تمنع نفسها عندهما، وقال أبو حنيفة: لها أن تمنع، والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاء حتى لو كانت مكرهة أو صبية أو مجنونة لا يسقط حقها من الحبس بالاتفاق، ويبتنى على هذا استحقاق النفقة، فعند أبى حنيفة لها النفقة، وعندما لا نفقة لها، كما في "الجوهرة".

(٤) لأنه منع بحق.

(٥) النشوز: خروجها من بيته بغير إذنه بغير حق. (ج)

(٦) قوله: "حتى تعود إلى منزله" لأن فوت الاحتباس منها، وإذا عادت جاءت الاحتباس، فتجب النفقة.

(٧) لأن الامتناع لمعنى فيها. (ج)

(٨)وصلية وشٰرطية.

(٩) لأن العجز جاء من قبله. (ج)

(١٠) قوله: "وإذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكني [وكذا الكسوة أيضًا] في عدتها، رجعيّا كان

# ولا نَفَقَةً (١) لِلمُتَوَقِّى عَنهَا زَوجُهَا (٢)، وكُل فرقة جَاءَت مِن قِبَلِ الـمَرأة بَمَعصِيَة (٢)، فَلا نَفَقَةَ لَهَا(٤)، وإن طَلَقَهَا، ثُمَّ ارتَدت، سَقَطَت ْنَفَقَتُهَا (٥)، وإن مَكَّنَت ابنَ زَوجِهَا مِن نَفْسِهَا (٢)، فإن

[الطلاق] أو بائنًا "وسواء كانت حاملا أولا، ويشرط في استحقاق النفقة أن تلازم بيت العدة حتى لو خرجت زمانيًا عن غير عذر شرعى صارت ناشزة، ولا تستحق النفقة، وإن تكون معتدة من نكاح صحيح إذ المعتدة من النكاح الفاسد لا نفقة لها، وأن تكون حرة أو أمة بوأها المولى، وقال الشافعي: لا نفقة للمباينة إلا أن تكون حاملا لما روى أن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، ولم يجعل لي رسول الله تشخ سكني ولا نفقة، رواه الجماعة إلا البخاري، وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي من في المطلقة ثلاثًا، قال: "ليس لها نفقة ولاسكني"، رواه أحمد ومسلم، وفي رواية مسلم أنه عليه السلام قال: "لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا"، الحديث وبه قال: مالك وأحمد. ولنا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه: "لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا على لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت"، رواه مسلم، وفيما روى الطحاوي والدارقطني زيادة قوله: سمعت رسول الله تشخ يقول: للمطلقة ثلاثًا النفقة والسكني. وحديث فاطمة لا يجوز الاحتجاج به من وجوه:

الأول: أن كبار الصحابة أنكروا عليها كعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وعنشة رضى الله عنهم حتى قالت لفاطمة فيما رواه البخارى: ألا تتقى الله، وروى أنها قالت: لا خير لك فيه ومثل هذا الكلام لايقال إلا لمن ارتكب بدعة محرمة. وفي "صحيح مسلم" لما حدث الشعبى عنها بهذا الحديث أخذ الأسود بن يزيد كفّا من حصى وحصب به الشعبى، وقال له: ويلك أتحدث بمثل هذا، وقال أبو سلمة: أنكر الناس عليها فصار منكراً، فلا يجوز الاحتجاج به.

والثاني: أنّه مضطرب، فإنه جاء أنه طلقها البتة وهو غائب، وجاء مات عنها وجاء حين قتل زوجها، وجاء طلقها أبوعمرو بن حفص وجاء طلقها أبو حفص بن المغيرة .

والشّالتُ: أَن نفقتها سقطت بتطويل لسانها على أحماءها، فلعلها أخرجته لذلك، قال الله تعالى: ﴿لا تُخرِجُوهُن مِن بُيُوتِهِن وَلا يَخرُجن إلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُبيّنَة ﴾ وهو أن تفحش على أهل الرجل فتؤذينهم، قاله ابن عباس رضى الله عنه، وفي شرح البخارى وفي مصحف أبي رضى الله عنه إلا أن تفحش عليكم، وعن سعيد بن المسيب لفاطمة: تلك امرأة فتنت الناس كانت لسنة، وعن عائشة رضى الله عنها بمعناه، فعلم بذلك إنما لم يفرض لها رسول الله يَشِيّة لأجل ذلك، لأنها تكون به ناشزة، وشرط وجوب النفقة أن تكون محبوسة في بيته، والشافعي احتج به، ثم ترك العمل به في حق السكني، ولأن هذا حكاية حال، فلا يمكن الاحتجاج به. (العيني وقتح المعنى)

- (١) قوله: "ولانفقة... إلخ لأن احتباسها لحق الشرع، لا لحق الزوج، إذ التربّص عبادة، هذا للفراغ عن براءة الرحم، ولهذا لم يشترط الحيض، وتجب قبل الدخول بها أيضاً، كما تجب بعد الدخول بها، و لأن ملك الميت زال إلى الورثة، فلو أوجبناها، أوجبناها في ملك الغير، وهذا لا يصح (العيني والمستخلص)
  - (٢) سواء كانت حاملا، أو حائلا. (ج)
  - (٣) مثل الردة، وتقبيل ابن الزوج، أو تمكينه من نفسها. (ج)
    - (٤) لأنها صارت مانعة نفسها بغير حق كالناشزة. (ج)
- (٥)قوله: "ثم ارتدت سقطت نفقتها [سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا. (ج)]" أي إذ طلق الرجل امرأته ثلاثًا، أو واحدة بائنة، ثم ارتدت سقطت نفقتها؛ لأن المرتدة تحبس حتى تتوب، ولا نفقة للمحبوسة، فإن كانت

كَانَ بَعدَ الطَّلاقِ، فَلَهَا النَفَقَةُ (١) وإن كَانَ قَبلَ الطَّلاقِ، فَلا نَفَقَةً لَهَا (٢) وإذَا حُبِسَتِ السَمرأةُ في دَينٍ ، أو غَصَبَهَا رَجُلٌ كَرهًا، فذَهَبَ بِهَا (٢) ، أو حَجَّت مَعَ غَيرِ مَحرَمٍ (١) ، فلا نَفَقَةً لَهَا، وإذَا مَرضَتُ في مَنزِلِ الزَوجِ (١) ، فلا نَفَقَةً لَهَا ، وأَفرَضُ عَلَى الزَوجِ نَفَقَةٌ حَادِمِهَا (١) إذَا كَانَ مُوسِرًا ، ولا تُفرَضُ لأ كثَرَ مِن خَادِمٍ وَاحِد (٧) ، وعَليهِ أن يُسكِنَهَا في دَارِ مُفرَدَةٍ (٨) ليسَ فيهَا أَحَدٌ من ولا تُفرَضُ لأ كثَرَ مِن خَادِمٍ وَاحِد (٧) ،

في بيت زوجها، فلها النفقة. (العيني والمستخلص)

(٦) قوله: "وإن مكنت. . . إلخ" هكذا وجدت العبارة في عدة نسخ صحيحة مطبوعة وقلمية ، وفي بعضها: وإن مكنت ابن زوجها من نفسها ، فلا نفقة لها ، وفي بعضها: وإن مكنت ابن زوجها من نفسها بعد الطلاق فلها النفقة .

- (١) لأن هذه المعصية وقعت بعد الفرقة.
- (٢) لأن الفرقة جاءت بمعصية من جهتها.
- (٣) قوله: "وإذا حبست المرأة في دين، أو غصبها رجل كرها [قوله: "كرها" وقع اتفاقًا؛ لأنها لو كانت راضية لم تستحق النفقة بالطريق الأولى. (الفاتح)] فذهب بها" وفي الكرخي: إذا حبست في الدين لا تقدر على وفاءه فلها النفقة، وإن كانت تقدر فلا نفقة لها، لأن المنع باختيارها، والفتوى على أنه لا نفقة لها في الوجهين، وإن حبسها الزوج بدين له عليها، فلها النفقة على الأصح، وأما إذا غصبها رجل كرها فذهب بها أشهرًا، فلا نفقة لها، لأن هذا ليس بسبب منها، والفتوى على الأول.
- (٤) قوله: "أو حجت مع غير محرم" يعنى حجة الإسلام، واحترز مما إذا حجت بمحرم فإن لها النفقة عند أبى يوسف إذا كان الزوج قد نقلها إلى منزله، لأن التسليم قد وجد، والمنع إنما هو لأداء فرض عليها، فصارت كالصائمة في رمضان، وقال محمد: لا نفقة لها سواء حجت بمحرم أم لا، وهو الأظهر، لأنها مانعة لنفسها، وأما إذا حجت قبل النفقة فلا نفقة لها بالإجماع، ولو حجت بمحرم، كذا في "الجوهرة".
- (٥) قوله: "وإذا مرضت. . . إلخ" لأنها مسلمة لنفسها، والمنع من قبل الله، فلا يؤثر ذلك في سقوط نفقتها، ولأن الاحتباس قائم، فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت، والمانع إنما هو بعارض كالحيض.

وعن أبى يوسف: إذا سلمت نفسها، ثم مرضت، فلها النفقة لتحقق التسليم، وإن مرضت، ثم سلمت لا تجب، لأن التسليم لم يصح، وهذا حسن، وفى لفظ الكتاب إشارة إليه حيث قال: «وإذا مرضت فى منزل الزوج» احترز عما إذا مرضت فى بيت أبيها. قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال: فى الرتقاء لا يلزمه نفقتها ما لم ينقلها، فإذا نقلها فلها النفقة، وليس له ردهابعد ذلك لأنه يمكنه الاستمتاع بها بغير الوطء كالحائض. (جوهرة)

- (٦) قوله: "وتفرض على الزوج نفقة خادمها. . . إلخ" لأن عليه أن يقيم من يصلح طعامها وشرابها، وأما شرطه في ذلك كونه موسرًا، فهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهي الأصح، وعنه أيضًا يفرض لها ذلك وإن كان معسرًا، وهو قول محمد. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "ولا تفرض لأكثر من خادم واحد" وهذا عند أبى حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: تفرض لخادمين، لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر لمصالح الخارج، ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين، فلا ضرورة إلى اثنين، ولأنه أى الزوج لو تولى كفايتها بنفسه كان كافيًا، فكذا إذا قام الواحد مقام نفسه.

أهله إلا أن تَختَارَ ذَلِكَ (۱) وللزَوجِ أن يَمنَعَ وَالِدَيهَا (۱) ووَلَدَهَا مِن غَيرِه، وأهلَهَا مِن الدُّحُولِ عَلَيهَا، ولا يَمنَعُهُم (۳) مِن النَظرِ إلَيهَا، ولا مَن كلامِهِم مَعَهَا في أي وقت احتَارُوا، ومَن عَلَيهَا، ولا يَمنَعُهُم وَ (۱) مِن النَظرِ إلَيهَا، ولا مَن كلامِهِم مَعَهَا في أي وقت احتَارُوا، ومَن أعسرَ بِنَفَقَة امرأته لَم يفرق بينَهُمَا (۱) ، ويُقَالُ لَهَا: استَديني عَليه (۱) ، وإذَا غَابَ الرَجُلُ ولَه مَالٌ في يَد رَجُلِ يُعتَرَفُ بِه (۱) ، وبالزَوجِيّة فَرَضَ القَاضِي في ذَلِكَ الممالِ نَفَقَة زَوجَة الغَائِب

(٣) لما في ذلك من قطعية الرحم، ولأن أهلها لا بدلهم من افتقادها، والعلم بحالها، ولا يجنعها من الخروج إلى الوالدين. (ج)

(٤) قوله: "لم يفرق بينهما . . . إلخ" وقال الشافعي: يفرق بينهما لما روى أبو هريرة رضى الله عنه من قوله عليه السلام: ابدأ بمن تعول، فقيل: من أعول يا رسول الله! قال: امرأتك ممن تعول تقول: أطعمني أو فارقني جاريتك، تقول: أطعمني واستعملني ولدك، تقول: إلى من تتركني، رواه البخاري ومسلم.

وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضى الله عنه في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما، ولنا قولمه تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسرَة فَنَظرَةٌ إلى مَيسَرَة ﴾ ولأن في التفريق إبطال الملك على الزوج، وفي الأسر بالاستدانة تأخير حقها، وهو أهون من الإبطال، فكان أولى، وليس في حديث أبي هريرة حجة، لأنهم قالوا له: سمعت هذا من رسول الله على قال: لا هذا من كيس أبي هريرة، رواه البخاري، كذلك عنه في صحيحه : ولأنه ليس فيه إلا حكاية قول المرأة: أطعمني أو فارقني، وليس فيه دلالة على أن الفراق واجب عليه إذا طلبت ذلك، وكذا الحديث الثاني ليس بحجة، لأن في طريقه عبد الباقي بن قانع، وقال البرقاني: وفي حديثه نكرة، وقال أيضًا: هو ضعيف عندنا، وضعفه غيره، كذا في "رمز الحقائق".

(٥) قوله: "استديني عليه" أي بعد فرض القاضى نفقتها عليه ، يقول لها القاضى: اشترى الطعام والكسوة وكُلِي والبسى لترجعى بثمنهما على الزوج، وهذا معنى الاستدانة، لا أن يقول: استقرضى على الزوج؛ لأن التوكيل بالاستقراض لا يصح، وفائدة الأمر بالاستدانة أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج، فيطالبه به، بخلاف ما إذا كان بغير أمره حيث تغالب هي، ثم ترجع هي على الزوج، ولا تحيل عليه الغريم لعدم ولايتها عليه، و فائدته أيضًا الرجوع بعد موت أحدهما. (العيني والفتح)

وقالوا: إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم المعسر من نفقة المرأة، وهو أدنى في "الكفاية"، وقوله: إذا كان موسرًا إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره، وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة، وهو الأصح، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٨) قوله: "وعليه أن يسكنها في دار مفردة . . . إلخ" لأنها قد تتضرر بمن يدخل عليها ويخاف منه على متاعها، وقد يمنعها من المعاشرة بزوجها .

<sup>(</sup>١) لأنها رضيت بإسقاط حقها. (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "وللزوج . . . إلخ" لأن عليها الخلوة معه في أي وقت شاء، وبدخول هؤلاء يتعذر ذلك، وقيل: لا يمنع والديها من الدخول عليها في الأسبوع مرة، وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة، وهو الصحيح، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٦)وفي نسخة: في يد رجل معترف به.

وأولاده الصغار ووالديه، ويَأْخُذَ منهَا كَفِيلا بِهَا(')، ولا يَقضى بِنَفَقَة في مَالِ الغَائب إلا لِهَؤُلاء (')، وإذَا قَضَى القَاضِي لَهَا بِنَفَقَة الإعسار، ثُمّ أيسَر فَخَاصَمَته، تَمّم لَهَا نَفَقَة المُوسِر، وإذَا مَضَت مُدَّة لَم يُنفق الزَوج عَلَيهَا، وطَالَبَتْه بِذَلك، فَلا شَيء لَهَا إلا أن يَكُونَ القَاضِي وإذَا مَضَت مُدَّة لَم يُنفق أو صَالَحَت الزَوج عَلَى مقد ارها، فيقضي لَهَا بِنَفَقَة مَا مَضَى ('')، فإن مات الزَوج بَعلى مقد أرها، فيقضي لَهَا بِنَفقة مَا مَضَى عَليه بالنَفقة، ومَضَت شُهُورٌ سَقَطَت النّفقة ('')، وإن أسلَفَهَا (''نَفقة سَنَة ، الزَوج بُعد مَا قضَى عَليه بالنَفقة، ومَضَت شُهُورٌ سَقَطَت النّفقة ('')، وإن أسلَفَهَا (''نَفقة سَنَة ،

وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ (أَ): يَحتَسِبُ لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى ومَا بَقِى لَلزَوج (^)، وإذَا تَزَوَّجَ العَبدُ حُرَّة (٩)، فَنَفَقَتُهَا دَينٌ عَلَيهِ يُبَاعُ فِيهَا (١١)، وإذَا تَزَوَّجَ الرَجُلُ أَمَةً، فَبَوَّأَهَا (١١) مَولاهَا مَعَه

- (١) لأن القاضي ناظر محتاط، وفي أخذ الكفيل نظر للغائب. (ج)
  - (٢) يعنى الزوجة والأولاد الصغار والوالدين. (ج)
- (٣) قوله: "بنفقة ما مضى" لأن النفقة صلة، وليست بعوض عندنا، فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء، أما إذا فرض القاضى لها النفقة فلم ينفق عليها حتى مضت مدة كان لها المطالبة بذلك، لأنها تصير دينًا في ذمته، وكذا إذا فرضها الزوج على نفسه باصطلاحهما، لأن فرضه آكد من فرض الحاكم، لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضى عليه، وإذا صارت دينًا بالقضاء، أو بالاصطلاح لم تسقط بطول الزمان إلا إذا مات أحدهما، أو وقعت الفرقة، وحينبذ تسقط. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "سقطت النفقة" إلا أن تكون الزوجة استدانت بأمر قاض، فإنها لا تسقط بالموت والطلاق، هو الصحيح، لأن للقاضي ولاية عامة، واستدانتها عليه بأمر القاضي كاستدانة الزوج، كذا في "مجمع الأنهر".
  - (٥) أي عجلها.
  - (٦)عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
- (٧) قوله: "وقال محمد: يحتسب لها بنفقة ما مضى إلخ" أى ما مضى من المدة، ويرد ما بقى إلى الزوج أو إلى ورثته إن كانت قائمة أو مستهلكة، أما إذا كانت هالكة، فلا شيء عليها بالاتفاق، كذا في "الجوهرة".
- (٨) قوله: "يحتسب لها بنفقة ما مضى وما بقى للزوج" وبه قال الشافعي، لأنها أخذت عوضًا عما تستحق عليه بالاحتباس، فتبين بالموت أن لا استحقاق لها عليه، فيبطل العوض بقدره فترده، ولهما أنها صلة اتصل بها القبض، ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها. (العيني والمستخلص)
  - (٩) قوله: "حرة" إنما قيد بالحرة، لأن المرأة إذا كانت أمة لا تستحق النفقة قبل التبوئة، كذا في "البناية".
- (١٠) قوله: "يباع فيها" قال في الجوهرة والرمز: إنما يباع فيها إذا تزوج بإذن مولاه وللمولى أن يفديه، لأن حقها في عين النفقة، لا في عين الرقبة، فلو مات العبد سقطت، لأنها صلة، وكذا إذا قتل في الصحيح، وأما إذا لم يأذن له المولى في التزويج فلا نفقة لها، لأن النكاح فاسد، ولا نفقة في النكاح الفاسد -اهـ-.

مَنزِلا، فَعَلَيهِ النَفَقَةُ (١) وإن لَم يُبُوّاهَا، فَلا نَفَقَةُ لَهَا عَلَيهِ، ونَفَقَةُ الأولادِ الصَغيرُ (٢) عَلَى الأب (٣) لا يُشَارِكُه في نَفقَةِ الزَوجِ أَحَدُ، فإن كَانَ الصَغيرُ رَضِيعًا، فليسَ عَلَى أُمّة أن تُرضِعَه (١) ويَستَأْجِرُ لَه الأب (٥) مَن تُرضِعُه عِندَهَا، فإن استَأْجَرَهَا وهِي فليسَ عَلَى أُمّة أن تُرضِعَه (١) ويَستَأْجِرُ لَه الأب (٥) مَن تُرضِعُه عِندَهَا، فإن استَأْجَرَهَا وهِي زَوجَتُه، أو مُعتَدتُ له لِتُرضِعَ وَلَدَها لَم يَجُز (١) وإن انقَضَت عِدتَ مُها، فاستَأْجَرها، فاستَأْجَرها عَلَى إرضاعِه جَازَ (٧) وإن قَالَ الأب والأستَأْجِرُها، وجَاءَ بغيرِها، فرَضيت الأم يَعثل عَسلَى إرضاعِه جَازَ (٧) وإن قَالَ الأب والشَمسَت زيادةً لم يُجبَرِ الزَوجُ عَلَيهَا (٨) ونَفَقَةُ أَجْرةِ الأَجنبِيةِ كَانَتِ الأَمّ أَحَقّ بِه، وإن التَمسَت زيادةً لم يُجبَرِ الزَوجُ عَلَيهَا الزَوجِ وإن الصَغيرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أبِيه وإن حَالَقَه في دينِه (١) ، كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الزَوجَةِ عَلَى الزَوجِ وإن

<sup>(</sup>۱۱) قوله: "فبوأها" التبوئة أن يخلى بينه وبينها في منزله، ولا يستخدمها، ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة، لأنه فات الاحتباس، والتبوئة غير لازم على ما مر في النكاح، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>١)للاحتباس.

<sup>(</sup>٢)بشرط أن يكونوا أحرارًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: "على الأب [بشرط أن يكون حرّا] لقوله تعالى﴿وَعَلَى الْمَولُودِ لَه رِزِقُهُنّ ﴾ والمولود هوالأب.

<sup>(</sup>٤) لأن رضاعه تجرى مجرى نفقته، ونفقته على الأب. (ج)

<sup>(</sup>٥) يعني إذا أرادت ذلك. (ج)

<sup>(</sup>٦) قوله: "لم يجز" لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة وإن لم يجب في الحكم، قال الله تعالى: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرضِعِنَ أُولادَهُنَ ﴾ إلا أنها عذرت لاحتمال عجزها، فإذا أقدمت عليه بالأجرة ظهرت قدرتها، فكان الفعل واجبًا عليها، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، وقوله: «أو معتدة» يعنى من الطلاق الرجعي رواية واحدة، لأن النكاح قائم، وأما المعتدة من البائن ففيه روايتان، والصحيحة منهما أنه يجوز، لأن النكاح قد زال، فهي كالأجنبية. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) لأن النكاح زال بالكلية، وصارت أجنبية. (ج)

 <sup>(</sup>٨) قوله: "لم يجبر . . . إلخ " دفعًا للضرر عنه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿لا تُضَار وَالدِدَة بِوَلـدِهَا وَلا مَولُودٌ له بِوَلدِهِ ﴾ أي بإلزامه بها أكثر من أجرة الأجنبية . (الجوهرة)

<sup>(</sup>٩) قوله: "ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه [يعنى إذا لم يكن له مال. (ج)]" اعلم أنه لا يجب على الرجل نفقة الغير إن كان مخالفًا لدينه إلا بإحدى القرابتين، أما بالزوجية فيجب على المسلم نفقة زوجته وإن كانت مخالفة لدينه، لأن وجوبها باعتبار الحبس المستحق بالعقد الصحيح دون اتحاد الدين، وأما بالولاد أى الأبوين والجدات والأجداد والأولاد وأولاد الأولاد، لأن الجزئية بين هؤلاء ثابتة، فلا يمتنع بالكفر كنفقة نفسه، لكن بشرط أن يكون من أهل الذمة، فإن كانوا حربيين ولو مستأمنين لا تجب نفقتهم على المسلمين، لأنا نهينا عن البر بمن يقاتلنا في الدين، وقيد بالولاد، لأنه لو لم تكن قربة الولاد كالأخ والعم ونحوهما لا تجب

خَالَفَتهُ فَى دِينِه، وإِذَا وَقَعَت الفُرقَةُ بَينَ الزَوجَينِ، فالأَمْ أَحَقّ بِالوَلَد (۱) فإن لَم تَكُن الأَمْ فأمّ الأَمّ أولَى مِن أمّ الأَب أولى مِن الأخوات، فإن لَم تَكُن جَدّةُ، فالأخوات أولَى مِن الغمّات والخَالات، وتُقَدّمُ الأَب أولى مِن الأخوات أولَى مِن العَمّات والخَالات، وتُقَدّمُ الأَختُ مِنَ الأَب والأَمّ، ثُمّ الأَختُ مِنَ الأَمّ، ثُمّ الأَختُ مِنَ الأَمّ، ثُمّ الأَختُ مِنَ الأَمّ، ثُمّ الأَختُ مِنَ الأَمّ، ثُمّ الأَختُ مِنَ العَمّات، ويَنزِلنَ كَمَا نَزَلَت الأَخوات أُلَم العَمّات ويَنزِلنَ كَمَا نَزَلَت الأَخوات أُولَى مِنَ العَمّات، ويَنزِلنَ كَمَا نَزَلَت الأَخوات أُلَم الخَوات أُولَى مِن العَمّات، ويَنزِلنَ كَمَا نَزَلَت الأَخوات أُلم العَمّات أَينزِلنَ كَمَا نَزَلَت الأَخوات أُلم العَمّات أَينزِلنَ كَمَا نَزَلت الأَخوات أُلم العَمّات أَينزِلنَ كَمَا نَزَلت الأَخوات أُلم العَمّان العَمّات أَينزِلنَ كَمَا نَزَلت الأَخْصَانَة إلا الحَمّان العَمّات أَينزِلنَ كَذَلك ، وكُل مَن تَزَوّجَت (٢) مِن هَوُلاء، سَقَطَ حَقّها (١) في الحَضَانة إلا الجَدّة (١) إذَا كَانَ زَوجُهَا الجَدّ، فإن لَم تَكُن للصبِي المَرأة مِن أهله، فاحتَصمَ فيه الرِجَال أُن فاولا هُم بِه أقرَبُهُم تَعصِيبًا (١)، والأمّ والجَدّةُ أَحَق بِالغُلام حَتّى يَأْكُلُ وَحدَهُ ويَسْرَب وَحدَه وي الجَارِية حَتّى تَحيض (١٨)، ومن سوى الأمّ وحدَه (١) ويلبَس وَحدَه أَن ويستَنجِي وَحدَه ووالجَد وَتَى تَحيض رَام (١)، ومن سوى الأمّ

نفقة مع اختلاف الدين، لأن النفقة متعلقة بالإرث لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلٌ ذَلِكَ﴾ ولا إرث بينهما عند اختلاف الدين. (العيني ومستخلص الحقائق)

- (۱) قوله: "فالأم [سواء كانت كتابية أو مجوسية، كذا في "البناية"] أحق" لما روى أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء، وحجرى له حوى، وثديى له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه منى، قال عليه السلام: أنت أحق به، وإن الأم أشفق، وإليه أشار الصديق رضى الله عنه بقوله: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر! قال له: حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته، والصحابة رضى الله عنهم حاضرون متوافرون، ولم ينكر عليه أحد منهم، كذا في "منح الغفار" و" الجوهرة النيرة".
  - (٢) لأنها من قبل الأم، وهذه الولاية مستفادة منها، فمن أدنى بها أولى. (ج)
    - (٣) أي تزوجت بأجنبي من الصبي. (ج)
- (٤) قوله: "سقط حقها." وذلك لقوله عليه السلام: «للمرأة التي أتته في شأن ولدها أنت أحق به ما لم تنكحي»، ولأن الصبي يلحقه جفاء ومذلة من جهة زوج أمه، وفي ذلك ضرر على الصبي، فيسقط حقها لأجل الضرر، ولا يشبه هذا الجدة إذا تزوجها الجد، لأنه لا يلحقها جفاء من جده، فلم يسقط حقها، وعلى هذا الأم إذا تزوجت بالعم لا يسقط حقها لما ذكرنا، كذا في "شرح الأقطع".
- (٥) قوله: "إلا الجدة. . . إلخ" وصورته أن يتزوج من له أب من لها أم، فتأتي بولد فتموت زوجته فحضانتها لأمها، فإذا تزوجت سقط حقها إلا أن تتزوج جد الطفل الذي هو أبو زوج بنتها، كذا في "الجوهرة".
- (٦) قوله: "فأولاهم به أقربهم تعصيبًا" لأن الولاية للأقرب، وقد عرف الترتيب في باب الميراث، وولاية الإنكاح غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم كمولى العتاقة، وابن العم تحرزا عن الفتنة، كذا في "الهدامة".
  - (٧) قدر الخصاف بسبع سنين اعتبارًا للغالب، وعليه الفتوى.
- (٨) وعن محمد: حتى تبلغ حدالشهوة، قال أبو الليث: لا تشتهي ما لم تبلغ بتسع سنين، وعليه

والجَدّةِ أَحَقّ بِالجَارِيةِ حَتّى تَبلُغَ حَدّا تَشْتهِى (')، والأَمَةُ (') إِذَا أَعتَقَهَا مَولاهَا وأمّ الوَلَد إِذَا أَعتَقَهَا مَولاهَا وأمّ الوَلَد إِذَا أَعتَقَت، فهِى في الوَلَد كَالْحُرّة (")، وليسَ لِلأَمَة (نُ وأمّ الوَلَد قَبلَ العِتقِ حَقّ في الوَلَد، والذّميّةُ أُحَقّ بِولَد هَا المُسلِم مَا لَم يَعقِلْ الأَديَانُ (٥)، لَو يَخَافُ عَلَيهِ أَن يألفَ الكُفرَ.

وإذَا أَرَادَتِ المُطَلَّقَةُ أَن تَخرُجَ بِوَلَدِ هَا مِن المصرِ، فلَيسَ لَهَا ذَلِكَ (١) إلا أن تُخرِجَه إلى وَطَنِهَا، وقَد كَانَ (١) الزَوجُ تَزَوَّجَهَا فِيهِ، وعَلَى الرَجُلِ (١) أن يُنفِقَ عَلَى أبويهِ وأجدَادِه وجَدّاتِه (١) إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وإن خَالَفُوهُ في دينِه (١)، ولا تَجِبُ النَفَقَةُ مَعَ احتِلافِ الدينِ إلا للزَوجَةِ والأبوينِ والأجدَادِ والجَدّاتِ والوَلَدِ وولَد الولَد، ولا يُشَارِكُ الولَدَ في نَفَقَة أبويه

الفتوي. (ج)

<sup>(</sup>١) لاحتياجها إلى التحصين، والأب فيه أقدر على التمكين. (الفاتح)

<sup>(</sup>٢) قوله: "والأمة إذا أعتقها. . . إلخ" وذلك بأن زوجهما مولاهما، ثم ولدتا، ثم عتقتا، فكانت أحق بالولد من مولاهما، لأن الخصومة ههنا إنما تكون مع المولى، لأن الزوج لا حق له في الولد إذ الولد يتبع الأم في الملك، ومالك المملوك أحق به من غيره، كذا في "الكافي".

<sup>(</sup>٣) في الحضانة.

<sup>(</sup>٤) لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى.

<sup>(</sup>٥) قوله: "والذمية أحق بولدها المسلم [سواء كان الولد ذكرًا أو أنتى. (ج)] ما لم يعقل. . . إلخ " وصورته أن يسلم الزوج، فتقع الفرقة بينهما، وكل واحد منهما يريد أن يكون الولد عنده، فهي أحق به ما لم يعقل الأديان، لأنه متى عقل عودته أخلاق الكفر، وفي ذلك ضرر عليه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) لما فيه من الإضرار على الأب لانقطاع ولده عنه.

<sup>(</sup>٧) قوله: "وقد كان الزوج" لأنه التزم المقام فيه عرفًا لأن الزوج يقيم في البلد الذي يتزوج فيه عادة، وشرعًا قال على الله الله الله على في "مسنده". وشرعًا قال على أن تأهل ببلدة فهو منهم، رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، وأخرجه أبو يعلى في "مسنده".

<sup>(</sup>٨) قوله: "وعلى الرجل أن ينفق . . . إلخ" أما الأبوان فلقوله تعالى : ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدنيَا مَعرُوفًا﴾ نزلت الآية في الأبوين الكافرين، وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى ، ويتركهما يموتان جوعًا ، وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات ، ولهذا يقوم الجدمقام الأب عند عدمه ، ولأنهم سببوا لإحياءه ، فاستوجبوا عليه الإحياء بمنزلة الأبوين ، وشرط الفقر لأنه أي الأب لو كان ذا مال ، فإيجاب نفقته من ماله أولى من إيجابها في مال غيره ، ولا يمنع ذلك باختلاف الدين ، كذا في "الهداية" .

<sup>(</sup>٩) سواء كانت الأجداد والجدات من قبل الأب، أو من قبل الأم. (ج)

أحَد<sup>(١)</sup>

والنَفَقَةُ وَاجِبَةٌ لَكُلِّ ذِى رَحِمٍ مَحرَمٍ مِنه إِذَا كَانَ صَغِيرًا فَقِيرًا، أَو كَانَت امرَأَةُ بَالغة فَقيرة ، أو كَانَ ذَكرًا زَمِنًا، أو أَعمَى فَقيرًا، يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى مِقدَ ارِالمِيرَاث، وتَجِبُ نَفَقَةُ الْاَبنَةِ البَالغَةِ والابنِ الزَمِنِ عَلَى أَبوَيه (٢) أثلاثًا عَلَى الأب الثُلثَان، وعَلَى الأمّ الثُلثُ (٣)، ولا تَجبُ عَلَى الفقير (٥)، وإذَا كَانَ للابنِ الغَائِب مَالٌ تَجبُ عَلَى الفقير (٥)، وإذَا كَانَ للابنِ الغَائِب مَالٌ قُضِي عَلَيه بِنَفَقَة أَبوَيه (٢)، وإن بَاعَ أَبواهُ مَتَاعَه في نَفَقَتهِ مَا جَازَ عِندَ أَبِي حَنيفَة رَحِمهُ اللهُ.

وإن بَاعَ العَقَارَلَم يَجُزُ (٧)، وإن كَانَ لِلابنِ الغَائِبِ مَالٌ في يَد أَبُوَيه، فأَنفَقَا مِنهُ لَم يَضمَنَا (٨)، وإن كَانَ لَه مَالٌ في يَد أَجنَبيّ، فأَنفَقَ عَلَيهما بغَير إذن القَاضِي ضَمِنَ (٩)، وإذَا

<sup>(</sup>۱) قوله: "ولا يشارك الولد [قد مر في الصفحة الماضية ما يتعلق به] في نفقة أبويه أحد مثل أن يكون له أب غني، وابن غني، فنفقته على الابن دون الأب" لأن مال الأبن مضاف إلى الأب، قال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك» وهي على الذكور والأناث بالسوية في ظاهر الرواية، وهو الصحيح، لأن المعنى يشملهما. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٢) هذا على رواية الخصاف وما ذكر من قبل، وهو قوله: تجب النفقة على الأب لا يشاركه أحد على ظاهر الرواية، فلا تناقض -فافهم-.

<sup>(</sup>٣) اعتبارًا للميراث، و هذه رواية الخصاف، و في ظاهر الرواية كل النفقة على الأب. (ج)

<sup>(3)</sup> قوله: "ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين" لبطلان أهلية الإرث، والضمير في نفقتهم راجع إلى غير الابنة البالغة، والابن الزمن كذلك في "المستصفى" يدل عليه ما ذكر في "شرح القدوري"، ويجبر الكافر على نفقة ابنته المسلمة، ويجبر المسلم على نفقة ابنته النصرانية، ووجهه أن هذا الرحم متأكد، فتجب صلته مع اختلاف الدين. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) لأنها تجب صلة، والفقير يستحقها على غيره، فكيف يستحق عليه. (ج)

<sup>(</sup>٦) قوله: "قضى عليه... إلخ" ولا ينفق من مال الغائب إلا على الأبوين والزوجة والولد الصغير، وللأب أن ينفق على نفسه من مال الابن الغائب إذا كان محتاجًا، لأن له شبهة ملك في ماله، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٧) بالإجماع. (ج)

<sup>(</sup>٨) لأنهما استوفيا حقها. (ج)

<sup>(</sup>٩) قوله: "ضمن" لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية، لأنه نائب في الحفظ لا غير بخلاف ما إذا أمره القاضى؛ لأن أمره يلزم لعموم ولايته، وإذا ضمن لا يرجع على القابض، لأنه ملكه بالضمان، وظهر أنه كان مترعًا به، كذا في "ألهداية".

قَضَى القَاضِى لِلوَلَدِ والوَالِدَينِ ولِذَوى الأرحَامِ بِالنَّفَقَةِ، فَمَضَتُ مُدَّةُ سَقَطَتُ () إلا أن يأذَنَ لَهُمُ القَاضِى في الاستِدَانَة عَلَيه () ، وعَلَى المَولَى أَن يُنفِقَ عَلَى عَبده وأَمَتِه () ، فإن امتَنعَ مِن ذَلِكَ، وكَانَ لَهُمَا كَسبُ اكتَسبَا () ، وأنفقا مِنه ، وإن لَم يَكُن لَهُمَا كَسبٌ ، أُجبَرَ المَولَى عَلَى بَيعهما () .

### كتَابُ العَتَاق (٦)

# العِتقُ يَقَعُ مِن الحُرِّ البَالِغ العَاقِلِ في مِلكِه (٧)، فإذَا قَالَ لعَبده، أو أُمَتِه: أنتَ حُرِّ، أو

- (١) قوله: "سقطت" لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار، وقد حصلت أى الكفاية بمضى المدة بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضى، لأنها تجب مع يسارها، فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "إلا أن يأذن لهم القاضي . . . إلخ" لأن للقاضي ولاية عليه ، فصار إذنه كأمر الغائب ، فيصير دينًا في ذمته ، فلا تسقط بمضي المدة ، وكان لهم الرجوع به ، كذا في "الجوهرة" .
- (٣) قوله: "وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته. . . إلخ" لقوله عليه السلام في المماليك: "إنهم أخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تعذبوا عباد الله، ، كذا في "الجوهرة".
- (٤) قوله: "اكتسبا" لأن فيه نظرًا للجانبين بقاء المملوك حيّا وبقاء ملك المالك له، وإن لم يَف كسبهما بنفقتهما فالباقى على المولى، وإذا امتنع المولى من الإنفاق على العبد، فللعبد أن يأخذ بيده من مال المولى، ويأكل إذا لم يكن مكتسبًا، فإن كان مكتسبًا ليس له ذلك، كذا في "المحيط".
- (٥) قوله: "أجبر المولى على بيعهما" لأنهما من أهل الاستحقاق، وفي البيع إبقاء حقهما وإلقاء حق المولى بالخلف، كذا في "الهداية".
- (٦) قوله: "كتاب العتاق" المناسبة بين العتاق والنفقات أن الإعتاق أحياء، لأن الكفر موت حكمًا، قال الله تعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيتًا فَأَحْيَنَاهُ أَى كافرًا فهديناه، والرق أثر الكفر، فيكون إزالة الرق أحياء من هذا الوجه، والإنفاق أحياء أيضًا، والعتاق والعتاق والعتق كلها بالفتح الخروج عن الرق، والعتق -بالكسر اسم منه، كذا في "جامع الرموز". وفي "الجوهرة": العتق في اللغة: هو القوة، لأنه إزالة الضعف، وهو الرق وإثبات القوة الحكمية، وهي الحرية، وإنما كانت الحرية قوة حكمية، لأن بها يظهر سلطان المالكية، ونفاذ الولاية والشهادة؛ إذ المملوك لا يقدر على شيء من هذا، قال الله تعالى: ﴿عَبداً مملوك لا يقدر على شَيْء من هذا، قال الله تعالى: ﴿عَبداً مملوك لا يقدرُ عَلى شَيْء كُل الله تعالى الله على المملوك المناف ال
- وفى الشرع: عبارة عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بوجه يصير به من الأحرار، والإعتاق مندوب إليه، قال عليه السلام: «أيما مؤمن أعتق مؤمناً في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار»، ولهذا استحسنوا أن يعتق الرجل العبد والمرأة الأمة ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء، وعن أبى ذر: قلت: يا رسول الله! أيّ الرقاب خير؟ قال: أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها -انتهى-.
- (٧) قوله: "العتق يقع من الحر البالغ العاقل في ملكه" شرط الحرية؛ لأن العتق لا يصح إلا في الملك،

- (١) لأن هذه الألفاظ صريحة فيه، فأغنى عن نيته. (ج)
  - (٢) لأن هذه الأشياء بعبر بها عن جميع البدن. (ج)
- (٣) قوله: "فرجك حر" يعنى عتقت؛ لأن الفرج يعبر به عن الجملة، وفي الدبر والإست روايتان، والصحيح لاتعتق. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "وكذلك جميع كنايات العتق" أي وكذا يقع بها العتق إذا وجدت النية، وإلا فلا، وذلك أي الكنايات مثل: خرجت من ملكي، ولا سبيل لي عليك، ولا رق لي عليك، وقد خليت سبيلك، لأنه يحتمل نفى السبيل، والخروج عن الملك، وتخلية السبيل بالبيع، أو الكتابية كما يحتمل بالعتق، فلا بد من النية، كذا في "الهداية" وغيرها.
- (٥) قوله: "لم يعتق" فإن السلطان هو الحجة، قال الله تعالى: ﴿أُو لَيَأْتِيَنَّى سِلُطَانِ مبِينِ﴾ أي بحجة، ويذكر، ويراد به اليد، والأشياء سمى به السلطان لقيام يده واستيلاءه، فكأنه قال: لاحجة لى عليك، ولو نص عليه لم يعتق وإن نوى به، وكذا هذا، كذا في "مجمع الأنهر".
  - (٦) وكان العبديولد مثله لمثله. (ج)
  - (٧) لأنه وصفه بولاء العتاقة، فيثبت العتق وإن لم ينو كالصريح. (الفاتح)
    - (٨) ولا يحتاج إلى النية. (ج)
- (٩) قوله: "لم يعتق [أى لم يقل: أخطأت أو غلطت. (الفاتح)]" لأن هذه الألفاظ في العادة يستعمل للإكرام والشفقة، ولا يرادبه التحقيق. (الجوهرة)
- (١٠) قوله: "وعندهما : لا يعتق " وهو قول الشافعي، لهم أنه كلام محال بحقيقته، فيرد ويلغو كقوله:

ولا ملك للمملوك، وشرط البلوغ، لأن الصبى ليس من أهله لكونه ضررًا ظاهرًا، ولهذا لا يملكه الولى عليه، وشرط العقل، لأن المجنون ليس من أهل التصرف، وكذا إذا قال الصبى: كل مملوك أملكه حرّ إذا احتلمت لا يصح، لأنه ليس بأهل لقول ملزم، وإنما شرط أن يكون في ملكه لقوله عليه السلام: «لا عتق فيما لا يملك ابن آدم». (الجوهرة النيرة)

كَهُ تَعتِقُ (')، وإِنْ قَالَ لَعَبِده: أَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ لَمْ يَعتِق ('')، وإِنْ قَالَ: مَا أَنتَ إِلا حُرِّعَتَقَ عَلَيهِ ('')، وإِذَا مَلَكَ الرَجُلُ ذَا رَحمٍ مَحرمٍ عَنهُ عَتَقَ عَلَيهِ (')، وإِذَا أَعتَقَ السَمَولَى بَعضَ عَبده، عَتَقَ عَلَيهِ ذَلكَ البَعضُ، ويَسعَى في بَقيَّة قيمَته لمَولاهُ عند أبي حَنيفَة رَحمَهُ اللهُ.

وقَالا: يَعتِقُ كُلّه (°) وإذَا كَانَ العَبدُ بَينَ شَرِيكَينِ، فأَعتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَه عَتَقَ، فإن كَانَ مُوسِرًا، فشَرِيكُه قِيمَةَ نَصِيبِه، وإن شَاءَ مُوسِرًا، فشَرِيكُه قِيمَةَ نَصِيبِه، وإن شَاءَ استَسعَى العَبدَ، وإن كَانَ المُعتِقُ مُعسِرًا، فالشَرِيكُ بالخِيَارِ إن شَاءَ أَعتَقَ نَصِيبَه، وإن شَاءَ استَسعَى العَبدَ، وهَذَا عندَ أبى حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ .

وقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومُحَمّدٌ رَحمَهُمَا اللهُ: لَيسَ لَه إلا الضَمَانُ مَعَ اليسار، والسَعَايةُ مَع

أعتقتك قبل أن أخلق أو قبل أن تخلق، ولأبى حنيفة أنه كلام محال بحقيقته لكنه صحيح بمجازه، لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه، وهذا لأن البنوة في المملوك سبب لحريته، إما إجماعًا أو صلة للقرابة، وإطلاق السبب وإرادة المسبب مستجاز في اللغة تجوزًا، ولأن الحرية لازمة للبنوة في المملوك، والمشابهة في وصف اللازم من طريق المجاز على ما عرف في الأصول، فحمل عليه تجرزًا عن الإلغاء، كذا في "الهداية".

- (١) لأن الطلاق صريح في بابه، فلم يقع به العتق وإن نواه. (ج)
- (٢) قوله: "لم يعتق [ولو نوى، كذا في خزانة الفقه". (ج)]" لأن المثل يستعمل للمشاركة في بعض
   المعانى عرفًا، فوقع الشك في الحرية، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٣) قوله: "عتق عليه" لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التاكيد كما في كلمة الشهادة، وإثبات الحرية عتق. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم عنه عتق عليه" سواء ملكه بالإرث، أو بالشراء، أو بالهبة، أو لغير ذلك، وسواء كان المالك صغيرًا أو كبيرًا أو مجنونًا، لأن عتقهم بالملك وملك هؤلاء صحيح، وكذا الذمى إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، لأنه من أهل دار الإسلام، كذا في "الجوهرة النيّرة"، وعند الشافعي: لا يعتق إلا في قرابة الولاد، مثل الوالدين والمولودين، وعند مالك: يعتق فيه وفي قرابة الأخوة والأخوات فقط، ولنا قوله عليه السلام: "من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر"، رواه أبوداود وغيره، وروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ومثله رضى الله عنهما، وعن كثير من التابعين كذلك، كذا في "العيني" و "الفتح".

قال في "الفاتح": وذو رحم محرم كل شخص يدليان إلى أصل واحد بغير واسطة كالأخوين، أو أحدهما بواسطة، والآخر بغير واسطة كالعم وابن الأخ، فلا يعتق ذو رحم غير محرم كبنى الأعمام والأخوال وبني العمات والخالات، ولامحرم غير ذي رحم كالمحرمات الصهرية والرضاع.

(٥) قوله: `وقالا: يعتق كله [ولا سعاية عليه. (ج)] حاصله أن الإعتاق بتجزأ عنده، فيقتصر على ما أعتق، وعندهما لا يتجزأ، وهو قول الشافعي، فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل، فلهذا يعتق كله، كذا في القهستاني.

الإعسَارِ(()، وإذَ الشتَرَى رَجُلان ابنَ أحدهما، عَتَقَ نَصِيبُ الأَب، ولاضَمَانُ (٢) عَلَيه، وكَذَ لِكَ (١) وإذَا وكَذَ لِكَ (١) إذَا وَرَثَاهُ، والشّريكُ بالخِيَارِ إن شَاءَ أعتَقَ نَصِيبَه، وإن شَاءَ استَسعَى العَبدُ (١)، وإذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِد مِن الشّريكينِ عَلَى الأَحْرِ بالحُريّة، سَعَى العَبدُ لكُلَّ وَاحِد مِنهُما في نَصِيبِه، مُوسِرَينِ كَانَا أومُعسِرينِ عِندَ أبى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (٥).

وقَالا: إِنْ كَانَا مُعسِرَينِ سَعَى لَهُمَا (٢) وإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا، والآخَرُ مُعسِرًا سَعَى لِلمُوسِرِ، وَلَم يَسعَ لِلمُعسِرِ (٧) ، ومَن أَعتَقَ عَبدَه لِوَجهِ اللهِ تَعَالَى، أَو للشّيطَانِ، أَو للصَنَمِ عَتَقَ (٨) ، وعِتقُ المُحرَهِ والسَكرَانِ وَاقعٌ (٩) ، وإِذَا أَضَافَ الْعِتقَ إِلَى مِلكِ (١٠) ، أَو شَرط (١٠) صَحّ،

 <sup>(</sup>١) قوله: "إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار" وهذا مبنى على أصلين: أحدهما: تجزئ الإعتاق وعدمه، وقدمر، والثاني: أن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده، وعندهما يمنع والتفصيل في المطولات.

 <sup>(</sup>٢) قوله: "ولا ضمان عليه" سواء علم الآخر وقت الشراء، أنه ابن شريكه، أو لم يعلم في ظاهر الرواية،
 كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٣) يعني يعتق نصيب الأب، ولا ضمان عليه. (ج)

<sup>(</sup>٤) قوله: "العبد" وهذا كله عند أبى حنيفة، وعندهما فى الشراء يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسراً، فإن كان معسراً سعى العبد فى نصف قيمته لشريك أبيه، سواء علم أو لم يعلم، وأما فى الإرث فلا يضمن إلا قولا واحداً، وإنما الواجب فيه السعاية لا غير. (الجوهرة النيّرة)

 <sup>(</sup>٥) قوله: "عند أبى حنيفة" لأن كل واحد منهما يزعم أن شريكه أعتقه، وأن له الضمان أو السعاية، وقد
 تعذر الضمان حيث لم يصدقه صاحبه فى ذلك، فبقيت السعاية، ولافرق عنده بين اليسار والإعسار فى السعاية.
 (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) قوله: "سعى لهما" لأن من أصلهما أن السعاية لا يثبت مع اليسار، فوجود اليسار من كل واحد منهما إبراء للعبد من السعاية. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) قوله: "سعى للموسر ولم يسع للمعسر، لأن الموسر يقول: لا ضمان لى على شريكي لكونه معسرًا ولى السعاية على العبد، فكان له أن يستسعيه، وأما المعسر فيقول: إن العتق أوجب الضمان على شريكي، وأسقط السعاية عن العبد، فكان مبرتًا له، ويعتقد وجوب الضمان على شريكه، فلا يصدق على الشريك، ولا يرجع على العبد بالسعاية لإبراءه منها. (الجوهرة)

 <sup>(</sup>٨) قوله: "عتق" لصدوره من أهله مضافًا إلى محله عن ولاية، فنفذ إلا أنه إذا قال للشيطان، أو للصنم:
 كفر -والعياذ بالله سبحانه- لأن تعظيم الصنم والشيطان كفر، كذا في "الجوهرة النيّرة" وغيرها.

 <sup>(</sup>٩) قوله: "وعتق المكره. . . إلخ" لقوله عليه السلام: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والنكاح»، ولأنه صدر من الأهل مضافًا إلى محله عن ولاية، فنفذ، كذا في "شرح الأقطع".

كَمَا يَصِح في الطَلاق (١)، وإذَا خَرَجَ عَبدُ الحَربِي مِن دَارِ الحَربِ إِلَينَا مُسلِماً عَتَقَ (٢).

وإذَا أُعتَقَ جَارِيَةً حَامِلا عَتَقَت وعَتَقَ حَملُهَا (")، وإن أُعتَقَ الْحَملَ خَاصَّةً عَتَقَ (1) وَلَم يَعتق الأمّ (٥).

وإذَا أَعتَقَ عَبدَه عَلَى مَال، فَقبِلَ العَبدُ عَتَقَ (١) فإذَا قَبلَ صَارَحُرّا، ولَزِمَه المَالُ، ولَو قَالَ: إِن أَدّيتَ إِلَى الفّا، فأنتَ حُرِّ صَحِ (١) ، ولَزِمَه المَالُ وصَارَ مَأْذُونًا (١) ، فإن أحضرَ المَالُ ، فإن أحبَرَ الحَاكِمُ المَولَى (١) عَلَى قَبضِه وعتقِ العَبدِ ، ووَلَدُ الأَمَةِ مِن مَولا هَا حُرِّ (١) ، ووَلَدُ هَا مِن رَوجِهَا مَملُوكُ (١) لِسَيِّدِ هَا، ووَلَدُ المَحرِّةِ مِن العَبدِ حُرِّ (١١) .

<sup>(</sup>١٠) بأن قال: إن ملكتك، فأنت حر.

<sup>(</sup>١١) بأن قال لعبده: إن دخلت الدار، فأنت حر.

<sup>(</sup>١) وقد مرّ.

<sup>(</sup>٢) قوله: "عتق" لقوله عليه السلام في عبيد الطائف حين خرجوا إليه مسلمين: «هم عتقاء الله»، ولأنه أحرز نفسه وهو مسلم، ولا استرقاق على المسلم ابتداء، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٣) تبعًا لها إذ هو أي الحمل متصل بها.

<sup>(</sup>٤) قوله: "عتق" يعنى إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، لأنا تيقنا وجوده، وإن جاءت به لأكثر لم يعتق لجواز أن تكون حملت به بعد هذا القول، فلا يعتق بالشك ألا أن يكون الأمة في عدة زوج، وجاءت به ما بينها وبين سنتين، فإنه يعتق، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٥) قوله: "ولم يعتق الأم" لأنه لا وجه إلى إعتاقها مقصودًا لعدم الإضافة إليها، ولا إليه تبعًا لما فيه من قلب الموضوع، ثم إعتاق الحمل صحيح، ولا يصح بيعه وهبته، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٦) ساعة قبوله.

<sup>(</sup>٧) لأنه تعلق عتقه بالأداء.

<sup>(</sup>٨) قوله: "وصار مأذونًا" لأن الأداء لا يحصل إلا بالكسب بالتجارة، فكان إذنا دلالة.

<sup>(</sup>٩) قوله: "أجبر الحاكم المولى" ومعنى الإجبار أن ينزل قابضًا لا أن يكون معنى الإجبار في القبض ما هو المفهوم عند الناس هو أن يكره على القبض بالحبس والضرب، كذا في "النهاية".

<sup>(</sup>١٠) لأنه ثابت النسب من المولى، وهذا إذا ادعاه المولى. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١١) قوله: "مملوك لسيدها" لأن الولد تابع للأم، وسواء تزوج بها حر أو عبد. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١٢) لأنه تبع لأمه.

## بَابُ التَدبير(١)

إذَا قَالَ السَمُولَى لِمَملُوكه: إذَا مِت، فَأَنتَ حُرّ، أَو أَنتَ حُرَّعَن دُبُرِ مِنّى، أَو أَنتَ مُدَبِّرُ، وَقَد دَبَرتُك، فقد صَارَمُدَبَّراً (٢) لا يَجُوزُ بَيعُه، ولا هَبَتُه (٢) ولِلمَولَى (٢) أَن يَستَخدمَه ويُواجِرَهُ، وإن كَانَت أَمَةً، فلَه أَن يَطَأَهَا (٥) ولَه أَن يُزَوَّجَهَا (٢) وإذَا مَاتَ المَولَى، عَتَقَ المُدَبَّرُ مِن ثُلثُ مَاله (١) إن خَرَجَ مِن الثُلُث، فإن لَم يَكُن لَه مَالٌ غَيَرُه، يَسعَى في ثُلُثَى قيمَته، فإن كَانَ مَن ثُلثُ مَاله (٤) إن خَرَجَ مِن الثُلث، فإن لَم يَكُن لَه مَالٌ غيَرُه، يَسعَى في ثُلُثَى قيمَته، فإن كَانَ عَلَى السَمُولَى دَينٌ، يَسعَى في جَميع قيمَتِه (١) لِغُرَمَاءه، ووَلَدُ السَمُدَبَرَةِ مُدَبَّرُهُ مُن فإن عَلَقَ التّه بِيرَ بَوتِه عَلَى صَفَة، مِثْلَ أَن يَقُولَ: إن مَت مِن مَرَضِى هَذَا، أو في سَفَرِى هَذَا، أو مِن مَرَضَى عَلَى الصَفَة التي ذَكرَهَا مَرَضَى كَذَا، فليسَ بُكُرَبَّرُ (١٠)، ويَجُوزُ بَيعُه (١٠)، فإن مَاتَ السَمُولَى عَلَى الصَفَة التي ذَكرَهَا مَرَضَى كَذَا، فليسَ بُكُدَبَرَ (١٠)، ويَجُوزُ بَيعُه (١٠)، فإن مَاتَ السَمُولَى عَلَى الصَفَة التي ذَكرَهَا

<sup>(</sup>١) قوله: "باب التدبير" لما كان التدبير إعتاقًا مقيدًا، والمقيد بمنزلة المركب، والمركب بعد المفرد، ناسب ذكر التدبير بعدالعتق، وقدمه على الاستيلاد لشموله الذكر والأنثى.

التدبير في اللغة: هو النظر إلى عاقبة الأمر، وفي الشريعة: هو إيجاب العتق الحاصل بعد الموت بألفاظ تدل عليه صريحًا أو دلالة، كذا في "العناية" و "العيني" و "فتح المعين".

<sup>(</sup>٢) لأن هذه الألفاظ صريح في التدبير، لأنها يقتضي إثبات العتق عن دبر. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٣) قوله: "لا يجوز بيعه، ولاهبته" لقوله عليه السلام: «المدبر لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وهو حر من الثلث»، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٤) قوله: "وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره" لأن الحرية لا تمنع الاستخدام والإجارة، فكذا التدبير، والأصل أن كل تصرف يجوز أن يقع في الحر يجوز أن يقع في المدبر كالإجارة والاستخدام والوطء في الأمة، وكل تصرف لا يجوز في المدبر إلا الكتابة، فإنه يجوز أن يكاتب المدبر. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) لأن للكه قائم فيها. (ج)

 <sup>(</sup>٦) قوله "وله أن يزوجها" لأن منافع بضعها على ملكه، فجاز التصرف فيه بأخذ العوض، قالوا: له أن يزوجها بغير رضاها، لأن وطءها على ملكه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) قوله "عتق المدبر من ثلث ماله [لأن التدبير وصية. (ج)]" لأنه ثبت حكم التدبير في آخر جزء سن أجزاء حياته لتحقق تلك الصفة فيه، فلهذا يعتبر من الثلث.

<sup>(</sup>٨) قوله "يسعى في جميع قيمته" قلنا: لتقدم الدين على الوصية، ولا يمكن نقض العتق، فيجب رد قيمته، ولأن الندبير بمنزلة الوصية والدين يمنع الوصية إلا أن تدبيره بعد وقوعه لا يلحقه الفسخ، فوجب عليه ضمان قيمته، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٩) قوله: "وولد المدبرة مدبر، لأنه تابع لأمه يعتق بعتقها ويرق برقها. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١٠) لأنالموت على هذا الوجه ليس بقطعي، فلم ينعقد السبب بخلاف موت مطلق، فإنه كانن البئة.

عَتَقَ (١)، كَمَا يَعتقُ المُدَبِّر (٢)

### بَابُ الاستيلاد (٣)

إذَا وَلَـدَتِ الْأَمَـةُ مِن مَولاهَا، فقَـد صَارَت أُمّ وَلَـد لَه، لا يَجُوزُك بَيعُها، ولا تَملِيكُها (أ) وله وَطءُها (أ) واستِخدامُها وإجارَتُها وتَزوِيجُها، ولا يَثبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إلا أَن يَعتَرفَ به المَولَى .

فإن جَاءَت بِوَلَد بَعد ذَلِكَ (٢) ثَبَت نَسَبُه مِنهُ بغَيرِ إقرَارٍ، فإن نَفَاهُ، انتَفَى بِقَولِه (٧)، وإن زَوّجَهَا فَجَاءَت بِوَلَد، فَهُوَ فَى حُكمِ أُمّه (٨)، وإذَا مَاتَ السَمَولَى عَتَقَت (٩) مِن جَمِيعِ السَمَالِ،

(الفاتح)

- (١١) بخلاف المدبّر المطلق. (ج)
  - (١) لوجود الشرط.
  - (٢) يعني من الثلث. (ج)
- (٣) قوله: "باب الاستيلاد" لما فرغ من بيان التدبير شرع في بيان الاستيلاد عقيبه لمناسبة بينهما من حيث إن لكل واحد منهما حق الحرية لا حقيقتها، والاستيلاد طلب لها ولد، وهو فرع النسب، فإذا ثبت الأصل ثبت فرعه، فكل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها، أو لبعضها، فهي أم ولدله، وكذا إذا ثبت نسب ولد مملوكة من غير سيدها بنكاح، أو بوطء شبهة، ثم ملكها، فهي أم ولدله حين ملكه. (الجوهرة)
- (3) قوله: "لا يجوز له بيعها...إلخ" لقوله عليه السلام: أعتقها ولدها أخبر عن إعتاقها، فيثبت بعض مواجبه، وهو حرمة البيع، كذا في "الهداية"، وروى في "كتاب الآثار" من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب: أنه كان ينادى على منبر رسول على في بيع أمهات الأولاد أنه حرام إذا ولدت الأمة لسيدها عتقت، وليس عليها بعد ذلك رق، قال محمد، وبه نأخذ إلا أنها متعة له يطأها ما دام حيّا ومراسيل النخعى مقبولة مطلقًا على الأصح عند أئمة الحديث، وكونه بنداءه على المنبر مشير إلى أنه كان بمحضر كثير من كبار الصحابة، وإذا لم ينكر عليه أحد كان حالا محل الإجماع -والله أعلم-.
  - (٥) لأن الملك قائم فيها، فأشبهت المدبرة.
    - (٦) أي بعد الاعتراف بالولد الأول.
  - (٧) لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله بالتزويج بخلاف المنكر. (ج)
- (٨) قوله: "في حكم أمه" لأن حق الحرية يسرى إلى الولد كالتدبير ألا يرى أن ولد الحرة حر، وولد القنة رقيق، كذا في "الهداية".
- (٩) قوله: "عتقت من جميع المال" لحديث سعيد بن المسيب أن النبي هي أمر بعتق أمهات الأولاد، وأن لا يبعن في دين، ولا يجعلن من الثلث، كذا في "الهداية".

ولا تَلزَمُهَا السَعَايَةُ لِلغُرَمَاءِ (۱) إِن كَانَ عَلَى الْمَولَى دَينٌ، وإذَا وَطِئَ الرَجُلُ أَمَةَ غَيرِه بِنِكَاحٍ، فَوَلَدَ تَ مِنهُ، ثُمَّ مَلَكَهَا صَارَت أَمَّ وَلَد لَه (۲) ، وإذَا وَطِئَ الأَبُ جَارِيةَ ابنِه ، فجَاءَت بِولَد ، فوكَدَ تَ مِنهُ (۱) وَصَارَت أَمَّ وَلَد لَه ، وعَلَيه (۱) قيمتُهَا ، ولَيسَ عَلَيه عُقرُهَا (۱) ، ولا فادّعَاهُ (۱) وَصَارَت أَمّ ولَد لَه ، وعَلَيه فَ (۱) قيمتُهُ ولَد هَا (۱) ، وإن وطئ أَبُ الأب مَع بَقَاءِ الأب ، لَم يَثبُت النَسَبُ مِنهُ (۱) فإن كَانَ الأب مَيتَا يَثبُتُ النَسَبُ مِن الجَد (۱) كَانَ الأب أَلْ النَسَبُ مِن الْحَد (۱) ، وعَليه شَريكين ، فجاءَت بِولَد ، فادّعَاهُ أحدُهُمَا ، ثَبَت نَسَبُه مِنهُ (۱) ، وصَارَت أَمّ وَلَد لَه (۱) ، وعَليه شَريكين ، فجاءَت بِولَد ، فادّعَاهُ أحدُهُمَا ، ثَبَت نَسَبُه مِنهُ أَنْ ، وصَارَت أَمّ وَلَد لَه (۱) ، وعَليه

وعند زفر: من وقت ثبوت النسب منه، وقال الشافعي: لا تصير أم ولد له لقوله عليه السلام: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه شرط لثبوت العتق لها أن تكون الولادة من سيدها، وهذه ولدت من زوجها لا من سيدها، ولأنها علقت برقيق، فلا تكون أم ولد له، لأن ثبوت أمومية الولد باعتبار علوق الولد حرّا، لأنه جزء الأم في تلك الحالة، والجزء لا يخالف الكل، ولنا أن السبب هو الجزئية، والجزئية تثبت بينهما بنسبة الولد إلى كل واحد منهما كملا، فقد ثبت النسب، فثبتت الجزئية بانتساب الولد إليهما، ولا معتبر بما ذكر من جزئية الجنين، لأنه لو أعتق ما في بطنها لم يثبت لها حق العتق لا تبعًا، ولا حقيقة، ولو كان لأجل الاتصال بها لثبت، ولا حجة له فيما روى، لأنه لا نص فيه على أن العلوق وجد في ملكه. (العيني والفتح)

- (٣) الواطئ.
- (٤) الواطئ.
- (٥) يعني على الأب. (ج)
- (٦) قوله: "عقرها" أراد بالعقر مهر المثل، وفي "المحيط": العقر قدر ما تستأجر هذه المرأة لو كان الاستئجار للزنا حلالا، كذا في "البناية".
  - (٧) قوله: "ولا قيمة ولدها" لأنا نقلناها إليه بالعلوق، فملكها حينئذ، فصار العلوق في ملكه. (الجوهرة)
    - (٨) لأنه لا ولاية للجدحال قيام الأب. (ج)
      - (٩) بظهور ولايته عند فقد الأب. (ج)
        - (۱۰) وفي نسخة: وإذا.

<sup>(</sup>١) لأنها ليست بمال متقوم حتى لا يضمن بالغصب عند أبي حنيفة، فلا يتعلق بها حق الغرماء بخلاف المدبر، لأنه مال متقوم. (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "صارت أم ولدله [عندنا]" أي من استولد أمة غيره بنكاح ولو فاسدًا، ثم ملكها بالشراء، وبوجه آخر فهي أم ولد عندنا من وقت ملكها لا من وقت العلوق .

<sup>(</sup>١١) قوله: "ثبت نسبه منه" لأنه لـما ثبت النسب في نصفه لمصادفة ملكه ثبت في الباقي ضرورة، لأنه لا بتجزأ، وهو العلوق إذ الولد الواحد لا يتعلق من مائين، كذا في "الجوهرة النيّرة".

نصفُ عُقرِهَا(۱) ونصفُ قيمتهَا(٢) ولَيسَ عَلَيه شَيءٌ مِن قيمة وَلَدهَا(٢) فإن ادَّعَيَاهُ مَعًا ثَبتَ نَسَبُه مِنهُ مَا أَهُ وكَانَت الأَمَةُ أُم وكَد لَهُ مَا، وعَلَى كُل وَاحِد مِنهُ مَا نِصفُ العُقرِ (٥) تَقَاصًا بِمَاله (٢) عَلَى الأَخرِ (٧) ويَرِثُ الابنُ مِن كُل وَاحِد مِنهُ مَا مِيرَاثَ ابنِ كَامِل، وهُمَا يَرِثَان مِنه (٨) مِيرَاثَ أَب وَاحِد (٩) وإذَا وطئ الممولى جَارِية مُكَاتَبِه، فجَاءَت بِولَد فادّعَاهُ، فإن صَد قَهُ الممكاتَبُه، فجَاءَت بِولَد فادّعَاهُ، فإن صَد قَهُ الممكاتَبُه، وقيمَةُ ولَد هَا (١٢)، ولا تَصِيرُ أُمّ فإن صَد قَهُ الممكاتِ المُولِد أَن عَليه عُقرُهَا (١١)، وقيمَةُ ولَد هَا (١٢)، ولا تَصِيرُ أُمّ

- (١) قوله: "وعليه نصف عقرها [لأن الحد لما سقط للشبهة وجب العقر. (ج)]" لأنه وطئ جارية مشتركة بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه حيث لا يجب عليه العقر، لأن الملك هناك ثبت شرطًا للاستيلاد فيتقدمه، فصار واطئًا ملك نفسه، كذا في "رمز الحقائق".
- (۲) قوله: "ونصف قيمتها" لتكميل الاستيلاد، وتعتبر قيمتها يوم العلوق، وسواء كان موسرًا أو معسرًا،
   لأنه ضمان تملك بخلاف ضمان العتق -فافهم-. (العيني والفتح)
- (٣) قوله: "وليس عليه شيء من قيمة ولدها" لأن الولد علق حر الأصل إذ النسب يثبت مستندًا إلى وقت العلوق، والضمان يجب في ذلك الوقت، فيحدث الولد على ملكه. (العيني والفتح)
  - (٤) أي ولو ادعيا الشريكان لنسب الولد الذي حبلت به أمه في ملكهما.
    - (٥) أي المهر.
  - (٦) قوله: "تقاصاً لأن كل واحد منهما وجب له على صاحبه مثل ما وجب لصاحبه عليه. الجوهرة
    - (٧) لأن كل واحد أقرله ميراثه كله.
      - (A) لاستواءهما في النسب. (ج)
- (٩) قوله: "ميراث أب واحد" وهو السدس وبعصوبة المحصنة، لأن الأب في الحقيقة أحدهما، وهو غير معلوم، فيتنصف الإرث بينهما، فإن مات أحدهما يرث الباقى جميع الميراث، ولا يكون نصفه للباقي ونصفه لورثة الميت لكونهم محجوبين بأبوة الباقي لثبوتها له كاملا، فيقتسمان الإرث نصفين، وإن كان أحدهما أكثر نصيبًا من الآخر لعدم تجزئ النسب، وبتبع النسب الإرث والولاء. (الفتح والمستخلص)
- (١٠) قوله: "فإن صدقه. . . إلخ" وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يعتبر تصديقه، كما في جارية ابنه، ولهما أن المولى لا يملك التصرف في أكساب مكاتبه حتى لا يتملكها، والآب يملك تملك ابنه، فلا يحتاج إلى تصديقه، كذا في "شرح الأقطع".
- (١١) قوله: "وكان عليه عقرها" لأنه وطء بغير نكاح ، ولا ملك يمين، ويسقط الحد للشبهة، كذا في "رمز الحقائق".
  - (١٢) قوله: "وقيمة ولدها" لأنه في معنى المغرور، فيكون حرّا بالقيمة ثابت النسب.

<sup>(</sup>١٢) قوله: "وصارت أم ولد له" لأن الاستيلاد لا يتجزئ عندهما، وعنده يصير نصيبه أم ولد له ثم يتملك نصيب صاحبه في الضمان، كذا في "مجمع الأنهر".

وَلَد لَه (١)، وإن كَذَبُّهُ المُكَاتَبُ في النّسب، لَم يَثبُت نَسَبُه مِنهُ (٢).

### كتَابُ المُكَاتَب (٣)

وإذَا كَاتَبَ المَولَى عَبدَه، أو أَمَتَه عَلَى مَال شَرَطَه عَلَيه، وقَبِلَ العَبدُ (') ذَلِكَ العَقدَ، صَارَمُكَاتَبًا ('')، ويَجُوزُ أَن يشترطَ المَالَ حَالا ('')، ويَجُوزُ مُؤجّلاً ومُنَجّمًا، ويَجُوزُ كَتَابَةُ العَبدِ الصَغيرِ، إذَا كَانَ يَعقِلُ الشِرَاءَ والبَيعَ، وإذَا صَحّت الكِتَابَةُ خَرَجَ المُكَاتَبُ عَن يَدِ المَولَى ('')، ولَم يَخرُجُ مِن ملكِه (<sup>(۱)</sup>)، فيَجُوزُ لَهُ البَيعُ والشَرَاءُ والسَفَ رُ<sup>(۱)</sup>، ولا يَجُوزُ لَهُ البَيعُ والشَرَاءُ والسَفَ رُ<sup>(۱)</sup>، ولا يَجُوزُ لَهُ البَيعُ والسَّرَاءُ والسَفَ رُ<sup>(۱)</sup>، ولا يَجُوزُ لَهُ البَيعُ والسَّرَاءُ والسَفَ رُ<sup>(۱)</sup>،

(١) قوله: "ولا تصير أم ولدله" لأنه لاملك له فيها حقيقة، وماله من الحق كاف لصحة الاستيلاد، فلا حاجة إلى النقل وتقديم الملك. (رمز الحقائق)

(٢) قوله: "لم يثبت . . . إلخ" وقال أبو يوسف: يثبت ، ولا يعتبر تصديقه اعتبارًا بالأب يدعى ولد جارية ابنه ، وجوابه ظاهر ، وهو الفرق بأن المولى لا يملك التصرف في أكساب مكاتبه حتى لا يتملكه ، والأب يملكه ، فلا معتبر بتصديق الابن ، كذا في "مجمع الأنهر".

(٣) قوله: "كتاب المكاتب" أورد أحكامه عقيب أحكام أم الولد لمناسبة أن لكل واحد منهما حق الحرية، وذكر أحكام المكاتب في ذيل العتاق أنسب، لأن الكتابة مآلها الولاء، وهو من أحكام العتق، والمكاتب اسم مفعول من كاتب يكاتب مكاتبة، والمولى مكاتب -بكسر التاء-.

والكتابة في اللغة: الضم أي ضم كان، وفي الشرع: عبارة عن ضم مخصوص، وهو ضم حرية اليد للمكاتب إلى حرية الرقبة في المال بإداء بدل الكتابة، والمكاتب في بعض الأحكام بمنزلة الأحرار، وفي بعضها في منزلة الأرقاء، ولهذا قال مشايخنا: المكاتب طار عن قيد العبودية، ولم ينزل بساحة الحرية، فصار كالنعامة إذا استطير تباعر، وإن استحمل تطائر، والكتابة مستحبة إذا طلبها العبد، وليست بواجبة، وقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمُ المر ندب، واستحباب الأمر حتم وإيجاب، كذا في "الجوهرة" وغيرها من المعتبرات.

- (٤) وإنما قيد بقبول العبد؛ لأنه مال يلزمه، فلا بد من التزامه.
- (٥) وإنما سمّى المكاتب مكاتبًا؛ لأن العبد كتب على نفسه الولاء بالعهد. (الفاتح)
- (٦) قوله: "ويجوز -إلى قوله- يعقل الشراء والبيع" لإطلاق قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُم إِن عَلَمتُم فِيهِم خَيراً﴾ الآية، فتتناول جميع ما ذكرنا من المال والمؤجل والمنجم والصغير والكبير، وكل من يتأتى منه الطلب، ولأنه عقد معاوضة، والبدل معقود عليه، فأشبه الثمن في عدم اشتراط القدرة عليه، لأن توهم القدرة كافٍ هنا، كما في البيع، وقيل: يمكن أن يستقرض، فيقدر على الأداء ولو كان مديونًا للغير، كذا في "مجمع الأنهر".
  - (٧) هذا قول عامة المشايخ. (ج)
  - (٨) قوله: "ولم يخرج من ملكه" لقوله عليه السلام: «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم». (الفتح وتك)
- (٩) قوله: "فيجوز له البيع والشراء والسفر" لأن عقد الكتابة يوجب الإذن في الاكتساب، ولا يحصل الاكتساب إلا بذلك، كذا في "الجوهرة".

التَّرْوِيجُ (()، إلا أن يَأْذُنَ لَهُ المَّولَى، ولا يَهَبُ به ولا يَتَصَدَّقُ إلا بالشَّى اليَّسِرِ (()) ولا يَتَكَفَّلُ (()) فإن وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ (() مِن أَمَةٍ لَه، دَخَلَ في كِتَابَته، وكَانَ حُكمُ مثلَ حُكم أبيه وكسبَه (() لَه، فإن زَوَّجَ المَولَى عَبدَه مِن أَمَتِه، ثُمَّ كَاتَبَهُ مَا، فوَلدَ ت مِنهُ وَلدًا، دَخَلَ في كتابَتِها (()) وكانَ كسبُه لَهَا، وإن وَطئ السَمُولَى مُكَاتَبَتُه، لَزِمَهُ العُقرُ (()) وإن جَنَى عَلَيها، أو عَلَى وَلَد هَا لزِمَهُ العُقرُ (()) وإن جَنَى عَلَيها، أو ابنَه عَلَى وَلَد هَا لزِمَةُ الجِنَايَةُ (()) وإن أَتلَفَ مَا لا لَهَا غَرَمَه (()) وإذَا اشتَرَى المُكَاتَبُ أَباهُ، أو ابنَه دَخَلَ في كتَابَتِه، وإن اشترَى أمّ وَلَد هم عَ وَلد هَا، دَخَلَ وَلدُها في الكتَابَة (()) ولم يَجُزلَه بَعُهَا (()) وإن اشترَى ذَا رَحمٍ مَحرَمٍ مِنهُ لا وَلا دَله، لَم يَد خُل في كِتَابَتِه (()) عِندَ أبي حَنيفة رَحمَهُ اللهُ .

<sup>(</sup>١) قوله: "ولا يجوز له التزوج. . . إلخ" لأنه ليس من باب الاكتساب، فبقي على أصل الحجر.

<sup>(</sup>٢) قوله: "ولا يهب. . . إلخ" لأن هذه الأشياء تبرع، وتعلق حق المولى به يمنع التبرع لحق الغرماء بخلاف اليسير استحسانًا لا قياسًا، لأنه لا بدللتجارة من الهبة اليسيرة والضيافة اليسيرة والإعارة، ولهذا يملكها العبد المأذون، لأنه عليه السلام قبل الهدية من سلمان ومارية أيضًا، وكانا مكاتبين، ذكره العلامة في الأقطع .

<sup>(</sup>٣) لأنه تبرع، فلا يملكه بنوعيه نفسًا ومالا.

<sup>(</sup>٤) قوله: "فإن ولد. . . إلخ" فإن قيل: استيلاد المكاتب جارية نفسه لا يجوز، فكيف يتصور هذا، قلنا: يمكن أنه وطئ مع أنه حرام، أو نقول: صورته أن يتزوج أمة قبل الكتابة، فإذا كوتب اشتراها فتلد له ولدًا، وكذا إذا ولدت المكاتبة ولدًا من زوجها دخل في كتابتها أيضًا، كذا في "الهداية". (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) لأن كسب الولد كسبه.

<sup>(</sup>٦) لأن تبعية الأم أرجح، ولهذا يتبعها في الرقّ والحرية.

 <sup>(</sup>٧) لأن المولى عقد معها عقدًا منع به نفسه من التصرّف فيها، وفى منافعها، والوطء من منافعها،
 ولهذا قالوا: إن المكاتبة حرام على مولاها ما دامت مكاتبة؛ لأنها خارجة عن يده. (ج)

<sup>(</sup>٨) لما بينا في الوطء أي جناية خطأ. (ج)

<sup>(</sup>٩) لأن المولى في كسب المكاتب كالأجنبي. (ج)

<sup>(</sup>١٠) يعنى أنه يعتق بعتقه، ويرق برقّه. (ج)

<sup>(</sup>١١) قوله: "ولم يجز له بيعها" لأنه تبع للولد في هذا الحكم، قال عليه السلام: «أعتقها ولدها وإن لم يكن معها ولد»، فكذلك الجواب عندهما، لأنها أم ولد خلافًا لأبي حنيفة، لأن امتناع بيعها بالتبعية للولد، ولا ولد هنا، كذا ذكره العلامة في الأقطع.

<sup>(</sup>١٢) حتى إنه يجوز له بيعه، وعندهما: يدخل، وليس له بيعه. (الجوهرة)

وإذَا عَجَزَ المُكَاتَبُ عَن نَجمٍ (١) نَظَرَ الحَاكِمُ في حَالِه، فإن كَانَ لَه دَينٌ يَقبِضُه، أو مَالٌ يُقدّمُ عَلَيه لَم يُعَجّل بِتَعجيزِه، وانتَظَرَ عَلَيه اليَومَينِ أو الثّلاثة (٢)، وإن لَم يَكُن لَه وَجهٌ (٢)، وطَلَبَ المَولَى تَعجِيزَه، عَجّزَ الحَاكِمُ، وفَسَخَ الكِتَابَةَ (١).

وقَالَ أَبُويُوسُفَ: لا يُعَجَّزُهُ حَتَّى يَتَوَالَى عَلَيهِ نَجمَانِ (٥)، وإذَا عَجَزَ المُكَاتَبُ عَادَ إِلَى حُكمِ الرِقَ (٢)، وكَانَ مَا في يَدِه مِن الاكتسابِ لِمَولاه (٧)، فإن مَاتَ المُكَاتَبُ، ولَه مَالُ لَم تَنفَسِخِ الكِتَابَةُ (٨)، وقَضَى مَا عَلَيهِ مِن مَالِه (٩)، وحَكَمَ بِعِتقِه في آخِرِ جُزء مِن أَجزَاء حَيَاتِه، ومَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاتٌ لِورَتَّتِه، ويَعتِ قُ أُولادُه، وإن لَم يَترُك وَفَاءً، وتَرَك وَلَدًا مَولُودًا في الكِتَابَةِ، سَعَى في كِتَابَة أَبيه عَلَى نُجُومِه (١٠)، فإذَا أدى حَكَمنا بِعِتِي أَبيهِ قَبلَ مَوتِه، وعَتَقَ الكِتَابَةِ، سَعَى في كِتَابَة أَبيه عَلَى نُجُومِه (١٠)، فإذَا أدى حَكَمنا بِعِتِي أَبيهِ قَبلَ مَوتِه، وعَتَقَ

قال الجمهور: إن المكاتب يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته، لأن بدل الكتابة هو سبب الأداء موجود قبل الموت، فيستند الأداء إلى ما قبله، فيجعل أداء نائبه كأداءه، ولأن بدل الكتابة يقام في آخر عمره مقام التخلية، وهي الأداء، فيكون المولى مستحقًا عليه قبل الموت، وقال البعض: إن المكاتب يعتق بعد الموت كذا في "المجمع".

<sup>(</sup>۱) أي قسط

<sup>(</sup>٢) قوله: "أو الثلاثة" ولا يزيد على ذلك، لأن الثلاثة الأيام هي العدة التي ضربت لإيلاء الأعذار كأمهال الخصم للدفع، والمديون للقضاء، فلا يزاد عليها، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>٣) يرجى وصول المال إليه. (الفاتح)

<sup>(</sup>٤) هذا قولهما؛ لأنه تبين عجزه. (ج)

<sup>(</sup>٥) قوله: "وقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى عليه [تيسيراً عليه] نجمان [أى القسطان]" لقول على رضى الله عنه: "إذا توالى على المكاتب نجمان يرد في الرق»، والأثر فيما لا يدرك بالقياس كالخبر، لأنه عقد إرفاق حتى كان التأجيل فيه سنة لهما ما روى عن عمر رضى الله عنه فسخها بعجز المكاتب عن نجم، والأثر فيه كالمرفوع، وما رواه عن على رضى الله عنه لا ينفى الفسخ إذا عجز عن نجم بل هو مسكوت عنه، والمراد بقوله: "فسخها" يعنى يحكم الحاكم بعجزه، لأنه واجب عند طلب المولى. (تكملة البحر باختصار)

<sup>(</sup>٦) قوله: "عاد إلى حكم الرق" إنما لم يقل: عاد إلى الرق، لأن الرق فيه ثابت إلا أن الكتابة منعت المولى عن بعض الأحكام، فإذا عجز عاد إلى أحكامه. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) لأنه ظهر أنه كسب عبده. (ج)

<sup>(</sup>٨) قوله: "لم تنفسخ الكتابة" وهو قول على وابن مسعود رضى الله عنهما، وبه أخذ علماءنا، لأن الكتابة عقد معاوضة، فلا تبطل بموته كما لا تبطل بموت مولاه إذ المعاوضة تقتضى المساواة.

<sup>(</sup>٩) وفي نسخة: اكتسابه.

<sup>(</sup>١٠) قوله: "وترك ولدًا مولودًا في الكتابة سعى. . . إلخ" صورته مكاتب اشترى جارية، فوطئها فجاءت

الوَكُدُّ()، وإِن تَرَكَ وَكُداً مَشْتَرَى فَى الْكِتَابَة، قِيلَ لَهُ (): إِمَّا أَن تُؤدَّى الْكِتَابَة حَالاً، وإلا رَدُدت فَى الرِق، وإذَا كَاتَبَ السمُسلِمُ عَبدَه عَلَى خَمِ أُو خِنزِيرٍ، أو عَلَى قِيمَة نَفسِه، فالكِتَابَة فَى الرِق، فإن أَدَى الخَمرَ والحِنزِيرَ عَتَقَ ()، ولَزِمَه أَن يَسعَى فى قِيمَتِه ()، ولا يَنقُصُ مِنَ فَاسِدَة ()، فإن أَدَى الخَمرَ والحِنزِيرَ عَتَقَ ()، ولَزِمَه أَن يَسعَى فى قِيمَتِه ()، ولا يَنقُصُ مِنَ السَمُسمَى ()، ويُزَادُ عَليه () إذَا زَادَت قِيمَتُه عَلَيه، وإن كَاتَبَه عَلَى حَيَوَان غَيرِ مَوصُوف (١٠) المَسمَى (١٠)، ويُزَادُ عَليه (٤ أَذَا زَادَت قِيمَتُه عَلَيه، وإن كَاتَبه عَلَى حَيَوان غَيرِ مَوصُوف (١٠) فالكِتَابَةُ جَائِزَةٌ، وإن كَاتَبه عَلَى ثُوبٍ لَم يُسَمِّ جِنسُه لَم يَجُز، وإن (١٠) أَدّاه لَم يَعتِق، وإن كَاتَبهُ مَا عَلَى عَبدَيه كِتَابَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرهَم إِن أَدِيا عَتَقَالُ (١٠)، وإن عَجزَارُدّا إلَى الرّق، وإن كَاتَبهُ مَا عَلَى عَبدَيه كِتَابَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرهَم إِن أَدِيا عَتَقَالُ (١٠)، وإن عَجزَارُدّا إلَى الرّق، وإن كَاتَبهُ مَا عَلَى عَبدَيه كِتَابَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرهَم إِن أَدَيا عَتَقَالُ (١٠)، وإن عَجزَارُدُّا إلَى الرّق، وإن كَاتَبهُ مَا عَلَى

- (١) لأن الولد داخل في كتابته، فيخلفه في الأداء، وصار كما إذا ترك وفاء. (ج)
- (٢) قوله: "قيل له" هذا عند أبى حنيفة، أما عندهما فلا فرق بين المولود في كتابته والمشترى في أنه يسعى بعد موت أبيه على نجومه، كذا في "الجوهرة النيرة"، ودليل الفرقين في المطولات، وههنا سؤال وجواب، وهما مذكوران في "تكملة بحر الرائق"، فمن شاء فلينظر.
- (٣) قوله: "فالكتابة فاسدة" أما الكتابة على خمر أو خنزير، فأنه ليس بمال في حق المسلم، فلا يصلح عوضا، فيفسد، وأما إذا كاتبه على قيمة نفسه، فلأنها مجهولة القدر، كذا في "منح الغفار".
- (٤) قوله: "عتق [لوجود الشرط. (الفاتح)]" سواء قال له: إن أدّيت فأنت حر، أو لم يقل، لأن العقد ينعقد وإن كان فاسدًا، فيعتق بالأداء. (رمز الحقائق)
- (٥) قوله: "ولزمه [لأنه صار قابضًا لنفسه بعقد فاسد. (الفاتح)] أن يسعى في قيمته" لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد، وقد تعذر بالعتق، فيجب رد قيمته، كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشترى، كذا في "الهداية".
- (٦) قوله: "ولا ينقض . . . إلخ" لأنه عقد فاسد، فيجب عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت، كما في البيع العقار . (رمز الحقائق)
- (٧) قوله: "ويزاد عليه [أى على المسمّى إذا زادت قيمته؛ لأن العبد راض بالزيادة مخافة له، لأن حقه في العتق، فلا ينقص عنه؛ لأن المولى لم يرض بما دونه. (الفاتح)]" لأنه يرضى بالزيادة لينال شرف الحرية، فيزاد عليه عند از دياد القيمة على المسمى. (رمز الحقائق)
- (A) قوله: "غير موصوف" يعنى أنه بين جنس الحيوان ولم يبين نوعه وصفته، مثل أن يقول: فرس، أو بغل، أو بقرة، أو بعير، وينصرف إلى الوسط منه، ويجبر المولى على قبول القيمة. (الجوهرة)
  - (٩) الواو وصلية.
- (١٠) قوله: "وإن كاتب عبديه -إلى قوله- بنصف. . . إلخ" ويشترط في ذلك قبولهما جميعًا، فإن قبل أحدهما ولم يقبل الآخر بطل، لأنهما صفقة واحدة، فلا تصح إلا بقبولهما كالبيع، ثم إذا أديا معًا عتقا، وإن عجز اردّا في الرق، وإن عجز أحدهما لم يلتفت إلى عجزه حتى إذا أدى الآخر المال عتقا جميعًا، ويرجع على

بولد، فاعترف به، ثم مات عنه، لأنه داخل في كتابته وكسبه مثل كسبه، فيخلفه في الأداء، كذا في "الجوهرة".

مختصر القدوري ٥٩٠ كتاب المكاتب أن كُل وَاحِد منهُ مَا ضَامِنٌ عَن الآخر، جَازَتِ الكِتَابَةُ، وأَيّهُ مَا أدّى عَتَقَا، ويَرجِعُ عَلَى شَريكه بنصف مَا أدّى، وإذَا أعتَقَ الـمَولَى مُكاتَبَه عَتَقَ بعتقه، وسَقَطَ عَنهُ مَالُ الكتَابَة (''، وإذًا مَاتَ مَولَى المُكَاتَب لَم تَنفَسخ الكتَابَةُ، وقيلَ لَه: أدّ المالَ إلَى وَرَثَة المَولَى عَلَى نُجُومه (٢)، فإن أعتَقَه أحَدُ الوَرَثَة لَم يَنفُذ عتقُه (٣)، وإن أعتَقُوهُ جَميعًا عَتَقَ، وسَقَطَ عَنهُ مَالُ الكتَابَة (١٤)، وإذَا كَاتَبَ المَولَى أمّ وَلَده جَازَ (٥)، فإن مَاتَ المَولَى سَقَطَ عَنهَا مَالُ الكتَابَة، وإن وَلَدَت مُكَاتَبَتُه منهُ، فهيَ بالخيار، إن شَاءَت مَضَت عَلَى الكتَابَة، وإن شَاءَت عَجَزَت نَفْسَهَا، وصَارَتَ أُمَّوَكَد لَه (٦)، وإن كَاتَبَ مُدَبَّرَتَه جَازَ (٧)، فإن مَاتَ الـمَولَى ولا مَالَ لَه غَيرَهَا (٨)

شريكه بالنصف، وللمولى أن يطالب كل واحد منهما بالجميع، نصفه بحق الأصالة، ونصفه بحق الكفالة، وأيهما أدى شيئًا، رجع على صاحبه بنصفه، قليلا كان أو كثيرًا، لأنهما متساويان في ضمان المال، فإن أعتق المولى أحدهما عتق، وسقطت حصته على الآخر، ويكون مكاتبًا بما بقي، ويطالب المولى المكاتب بأداء حصته لأجل الأصالة، والمعتق لأجل الكفالة، فإذا أداها المعتق، رجع بها على صاحبه، وإن أداها المكاتب. لا يرجع على صاحبه بشيء؛ لأنها مستحقة عليه. (الجوهرة النيّرة)

- (١) قوله: "عتق بعتقه، وسقط عنه مال الكتابة" يعني مع سلامة الأكساب والأولادله، لأنه يعتقه صار مبرئًا له منه؛ لأنه ما التزمه إلا مقابلا بالعتق، وقد حصل له دونه، فلا يلزمه. (الجوهرة النيّرة)
- (٢) قوله: وقيل له: أد المال. . . إلخ " لأنهم قاموا مقام الميت، ولو كان المكاتب متزوجًا على بنت المولى ثم مات المولى لم ينفسخ النكاح، لأنها لم تملك رقبته، وإنما تملك دينا فيها، وذلك لايمنع بقاء النكاح، كذا في الجوهرة `
- (٣) قوله: "لم ينفذ عتقه، هذا يدل على أنه لم ينتقل إليهم بالإرث، وإنما ينتقل إليهم في ذمته من المال. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "عتق وسقط عنه مال الكتابة" معناه يعتق من جهة الميت حتى إن الولاء يكون للذكور من عصبته دون الأناث، وإنما عتق استحسانًا، وأما في القياس لايعتق، لأنهم لم يرثوا رقبة، وإنما ورثوا دينًا فيها، وجه الاستحسان أن عتقهم تتميم كتابة، فصار كالأداء والإبراء، ولأنهم بعتقهم إياه بريئون له من المال، وبراءته من مال الكتابة توجب عتقه، كما لو استوفوا منه، ولايشبه هذا إذا أعتقه أحدهم، فإنه لايعتق، لأن إبرائه له إنما يصادف حصته لا غير، ولو برئ من حصته بالأداء لم يعتق، كذا هذا. (الجوهرة النيّرة)
  - (٥) لبقاء الرق لأنها على حكم ملكه؛ لأن له وطءها وإجارتها، فملك مكاتبتها. (الجوهرة والفاتح)
- (٦) قوله: وصارت أم ولدله "حتى تعتق عند موته، لأنه ثبت لها جهتا حرية عاجل ببدل، وآجل بغير بدل، فتخير بينهما، ونسب ولدها ثابت من المولى، وهو حر، فإن اختارت المضي على الكتابة أخذت العقر من مولاها، واستعانت به في كتابتها، فإذا أدت عتقت، وإن لم تؤد حتى مات المولى، عتقت بموته بالاستيلاد، وسقط عنها مال الكتابة، وإن ماتت هي وتركت مالا يؤدي منه كتابتها، وما بقي ميراث لابنها، وإن لم تترك مالا فلا سعاية على الولد، لأنه حر، فإن ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا أن يدعيه بحرمة وطءها عليه، فإن لم يدعه

كَانَتَ بِالْخِيَارِ (() بَينَ أَن تَسعَى فِي ثُلُثَى قِيمَتِهَا (())، أو جَمِيعِ مَالِ الكِتَابَةِ، وإن دَبَّرَ مُكَاتَبَتَه صَحَ التَدبِيرُ، ولَهَا الخِيَارُ إِن شَاءَت مَضَت عَلَى الكِتَابَةِ، وإن شَاءَت عَجَزَت نَفسَهَا وصَارَت مُدَبَرَةً ()، فإن مَضَت عَلَى كِتَابَتِهَا، فمَاتَ المَولَى، ولا مَال لَه، فهِى بالخِيَارِ إن شَاءَت سَعَت مُدَبَرَةً ()، فإن مَضَت عَلَى كِتَابَتِهَا، فمَاتَ المَولَى، ولا مَال لَه، فهِى بالخِيَارِ إن شَاءَت سَعَت في ثُلثَى مَالِ الكِتَابَةِ، أو ثُلثَى قِيمَتِهَا عِندَ أبى حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (٤).

وماتت من غير وفاء سعى هذا الولد، لأنه مكاتب تبعاً لها، فلو مات المولى بعد ذلك عتق وبطلت عنه السعاية، لأنه بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبعها، كذا في الهداية ". (الجوهرة)

 (٧) قوله: جاز "لأن استحقاق تبوت الحرية من وجه لايمنع استحقاقها من وجه آخر كتعليق الحرية بالموت، ثم بأسباب أخر، كذا قال العلامة في الأقطع.

(٨) قوله: "ولا مال له غيرها" إنما قيد لأنه لو كان له مال غيرها، وهي تخرج من ثلث المال عتقت بالتدبير، وسقطت عنها مال المكاتبة موقوع الاستغناء بها عن أداء المال، فكان هذا بمنزلة ما لو أعتق المولى مكاتبته، كذا في "الكفاية".

(۱) قوله: "بالخيار . . . إلخ هذا على وجهين: إن مات المولى وله مال تخرج المدبرة من ثلثه عتقت وبطلت الكتابة عنها، وإن لم يكن له مال، فهى بالخيار إن شاءت سعت فى مال الكتابة، وإن شاءت فى ثلثى قيمتها، وهذا قول أبى حنيفة، لأن عقد الكتابة انعقد على ما بقى من الرق، ولم ينعقد على ما فات منه بالتدبير، وقال أبو يوسف: يسعى فى الأقل منهما و لا يخير، لأنها تعتق بأداء الأقل، ولا يقف عتقها على الأكثر.

وقال محمد: إن شاءت سعت في ثلثي قيمتها، وإن شاءت في ثلثي الكتابة، لأنه قابل البدل في الكل وقد سلم لها الثلث بالتدبير، فحاصل الخلاف أن عند أبي حنيفة يسعى في جميع الكتابة، أو ثلثي القيمة إذا كان لا مال له غيرها، ولها الخيار في ذلك، فإن اختارت الكتابة سعت على النجوم، وإن اختارت السعاية في ثلثي القيمة سعت حالاً. وعند أبي يوسف: تسعى في الأقل من جميع الكتابة ومن ثلثي القيمة بلا خيار، وعند محمد: تسعى في الأقل من ثلثي الكتابة بلا خيار، فاتفق أبو حنيفة وأبو يوسف في المقدار، وخالفهما محمد، واتفق محمد وأبو يوسف في نفي الخيار، وخالفهما أبو حينفة، كذا في "الجوهرة النيرة".

(٢) يعنى مدبرة لاقته؛ لأن الكتابة عقدت حال كونها مدبرة. (ج)

 (٣) وإنما صح تدبير المكاتب؛ لأن فيه زيادة إيجاب عتق بدليل أن الكتابة يلحقها الفسخ، والتدبير يلحقه الفسخ. (ج)

(٤) قوله: عند أبى حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: تسعى في الأقل، والخلاف في هذا الفصل في الخيار، أما المقدار فمتفق عليه، قال في المصفى : الخلاف في هذه المسألة بناء على تجزئ الإعتاق وعدمه. فعند أبى حنيفة: بقى الثلثان عبد وقد تلقا جهتا حرية ببدلين مؤجل بالتدبير، ومعجل بالكتابة. فتخير، لأن لكل واحد منهما نوع فائدة لتفاوت الناس فيه، فعسى يختار الكثير المؤجل على القليل المعجل، وعندهما لما عتق بعضه يعتق كله، فهو حروجب عليه أحد المالين، فهو يختار الأقل لا محالة، فلا معنى للتخيير. (الجوهرة)

وإذَا أَعتَقَ المُكَاتَبُ عَبدَهُ عَلَى مَال لَم يَجُزُ (١) وإذَا وَهَبَ عَلَى عَوَض لَم يَصِح (١) وإن كَاتَب عَبدَهُ جَازَ (١) فإن أدّى الثاني قَبلَ أَن يَعتِقَ الأوّلُ، فوَلاءُه لِلمَولَى الأوّلِ (١) وإن أدّى الثاني بَعدَ عتق المُكَاتَب الأوّل، فوَلاءُه لَه (٥) .

#### كتَابُ الوَلاء (١)

إذَا أَعتَقَ الرَجُلُ مَملُوكَه، فو لاء هُ لَه (٧)، وكذ لِكَ المَرأةُ تَعتِقُ، فإن شَرَطَ أنّه سَائِبَةٌ (١)، فالشَرطُ (٩) بَاطِلٌ، والوَلاءُ لِمَن أعتَقَ، وإذَا أدّى المُكاتَبُ عَتَقَ، وولاء هُ للمَولَى، وإن أعتَقَ بعدَ مَوتِ المَولَى، عَتَقَ مُدَبّرُوهُ وأمّهاتُ بعدَ مَوتِ المَولَى، عَتَقَ مُدَبّرُوهُ وأمّهاتُ

 <sup>(</sup>١) قوله: "لم يجز [لأنه تبرع. (ج)]" لأنه إسقاط الملك عن رقبته، وإثابت الدين في ذمة المفلس، فأشبه
 زوال الملك بغير عوض.

<sup>(</sup>٢) لأنه تبرع ابتداء، فلم يكن له ذلك. (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: جاز" هذا استحسان، والقياس أن لايجوز، لأنه إيجاب عتق ببدل وجه الاستحسان أن هذا عقد معاوضة يلحقه الفسخ كالبيع، فلما جاز له بيع عبده جاز مكاتبته. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٤) قوله: "للمولى الأول" لأن له فيه نوع ملك، وكذا إذا أديا معا، لأنه ليس هناك من يصح الولاء منه، فانتقل الولاء إلى أقرب الناس إليه، وأقربهم إليه مولاه، فإن أدى المكاتب الأول بعد ذلك، فيعتق لم يرجع الولاء إليه، لأن الولاء كالنسب، والنسب إذا ثبت من واحد لا ينتقل إلى غيره. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "فولاءه له" لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء، لأن المكاتب الأول لما أدى صار حرّا، فإذا أدى الثانى بعد كونه حرّا عتق من جهة، فكان ولاءه له لقوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق». (الجوهرة النيّرة)

<sup>(7)</sup> قوله: "كتاب الولاء" أورده عقيب كتاب المكاتب، لأن الولاء من آثار الكتابة بزوال ملك الرقبة عند أداء بدل الكتابة، كذا في "نتائج الأفكار"، والولاء نوعان: ولاء عتاقة، ويسمى ولاء نعمة، وسببه العتق على ملكه في الصحيح، حتى لو عتق عليه قريبه بالوراثة كان ولاءه له، والثاني: ولاء الموالاة، وسببه العقد، وهو أن يسلم رجل على يدرجل، فيقول له: واليتُك على أنى إن مت فإرتى لك، وإن جنيت فعقلى عليك، وعلى علقلتك، وقبل الآخر فهو كما قال، فإن جنى الأسفل يعقله للأعلى، وإن مات يرثه الأعلى، ولايرث الأسفل من الأعلى، ولا تثبت هذه الأحكام بمجرد الإسلام على يده بدون عقد الموالاة، وفي "المسوط": يجرى التوارث من الجانبين، كذا في "المصفى". (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) لقوله عليه السلام: «الولاء لمن أعتق». (ج)

<sup>(</sup>٨) السائبة أن يعتقد على أن لا ولاء عليه، أو على أن و لاءه لجماعة المسلمين. (ج)

<sup>(</sup>٩) لأن الشرط مخالف للنصّ الذي رويناه. (ج)

<sup>(</sup>١٠) لأن العتق وقع من جهته، وإن تأخر كالمدبر. (الفاتح)

أولاده، ووَلاءُهُم لَه<sup>(١)</sup> .

ومَن مَلَكَ ذَارَحمٍ مَحرَمٍ عَتَقَ عَلَيه، ووَلاءُه لَه (٢) وإذَا تَزَوَّجَ عَبدُ رَجُلٍ أَمَةَ الآخَرِ، فأعتَقَ مَولَى الأمّةِ الأمّةَ، وهِي (٢) حَامِلٌ مِنَ العَبدِ عَتَقَت، وعَتَقَ حَملُهَا، ووَلاءُ الحَملِ فأعتَق مَولَى الأمّةِ الأمّة الأمّةَ، وهِي (٢) حَامِلٌ مِن العَبدِ عَتَقَها لأكثر مِن سِتّة أشهرٍ وَلَدًا، فولاءُ للمَولَى الأمّ لا يَنتَقِلُ عَنهُ أَبَدًا (٤)، فإن وَلدَّت بَعدَ عِتقِها لأكثر مِن سِتّة أشهرٍ ولَدًا، فولاءُ للمَولَى الأمّ المَع مُولَى الأب (٢) للمَولَى الأمّ إلَى مَولَى الأب (٢)، ومَن تَزَوَّجَ مِن العَجَمِ بِمُعتَقَةِ العَرَبِ (٧)، فولَدات له أولادًا، فولاءُ ولَدهَ المَوالِيهَا عِندَ أَبِي

(7) قوله: "فإن أعتق الأب جرولاء ابنه [في هذه المسألة المذكورة]، وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب" لأن الولاء كالنسب، والأصل فيه أن يكون للأب إلا أنه تعذر لرقه، فإذا أعتق الأب أمكن نسبته إليه، فجعل الولد تبعًا له أولى من جعله تبعًا للإم قال عليه السلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب إلى الآباء»، فكذا الولاء ينتقل إلى مولى الأب إذا زال المانع كولد الملاعنة يثبت نسبه من قوم الأم، فإذا أكذب الملاعن نفسه ينتقل إلى الأب لزوال المانع. فإن قبل: الولاء كالنسب، وهو لا يحتمل الفسخ بعد ثبوته فيكف انتقل؟ قلنا: لم ينتقل إلى الأب لزوال المانع. فقدم عليه كما قبل: الأخ عصبته، فإذا حدث من هو أولى منه بالإرث لا يبطل تعصيبه ولكنه يقدم، وهذا إذا لم تكن الأمة معتدة، وإن كانت معتدة، فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت العتق، ولأقل من سنتين من وقت الفراق لا ينتقل ولاءه إلى موالى الأب، والأصل في ثبوت جر الولاء من موالى الأم إلى موالى الأب أنه مروى عن على وعمر وعبد الله وزيد بن ثابت رضى الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف.

واعلم أيضاً أن جر الولاء في هذه الصورة مقيد بما إذا أعتق العبد قبل موت الابن، وأما بعد موته فلا جر. (ملخص الحواشي والشرح)

(٧) قوله: "من تزوج من العجم بمعتقة العرب... إلخ" قال في شاهان: الوضع في معتقة العرب وقع اتفاقًا حتى لو كان التزوج بمعتقة غير العرب يكون الحكم فيه كذلك، كذا قال في "الجوهرة التيّرة"، فعلى هذا صورة المسألة هكذا أن رجلا من غير العرب حرلم يمسه رق تزوج معتقة لرجل سواء كانت معتقة لعجمي أو عربي وسواء كانت عربية أو عجمية، فولدت المعتقة ولدًا منه فولاء الولد لموالي الأم سواء كان للعجمي ولاء الموالاة بأن كان أبوه كافرا فأسلم فتزوج بمعتقة ثم والى رجلا أو لم يكن له ولاء، وهذا عندهما. وعند أبي يوسف: حكم الولد حكم أبيه في الوجهين، ولا يكون ولاء الولد لموالي الأم، لأنه كالنسب، والنسب إلى الأب، وإن كانت الأم

<sup>(</sup>١) لأنهم عتقوا من جهته. (ج)

<sup>(</sup>٢) لإطلاق الحديث: «الولاء لمن أعتق».

<sup>(</sup>٣) حالية .

<sup>(</sup>٤) قوله: "لا ينتقل عنه أبداً" لأن المولى باشر الحمل بالعتق، لأنه جزء من الأمة، فلهذا لم ينتقل الولاء عنه، وهذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر للتيقن بالحمل وقت الإعتاق، وكذا إذا ولدت ولدين، أحدهما لأقل من ستة أشهر، والآخر لأكثر، لأنهما توأمان من حمل واحد. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) قوله: "لمولى الأم" ما لم يعتق الأب؛ لأنه عتق تبعًا لها لاتصاله بها، فيتبعها في الولاء. (الجوهرة)

حَنيفَةَ ومُحَمّد رَحمَهُمَا اللهُ .

وقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ: يَكُونُ وَلا ءُ أُولا دِهَا لأبِيهِم، لأنّ النَسَبَ إِلَى الآبَاء، ووَلا ءُ العَتَاقَة تَعصيبٌ (١) فإن كَانَ للمُعتَقِ عَصَبَةٌ مِن النَسَب، فهُو أُولَى مِنه (١) فإن لَم تَكُن لَه عَصَبَةٌ مِن النَسَب، فمِيرَ اثّه لِلمُعتِقِ، فإن مَاتَ السَمَولَى، ثُمّ مَاتَ السَمُعتِقُ، فمِيرَ اثّه لبَنِي المَولَى دُونَ بَنَاته (٢).

وليسَ لِلنسَاءِ مِن الوَلاءِ (') إلا ما أعتَقنَ، أو أعتَق مَن أعتَقنَ، أو كَاتَبنَ، أو كَاتَب مَن كَاتَبنَ، أو دَبّرنَ ('°) أو دَبّرنَ أو دَبّرنَ أو دَبّرنَ أو دَبّرنَ أو مُعتق مُعتقهن "الله مُعتقهن أو مُعتق مُعتقهن " .

أشرف لكونه أقوى فكذا الولاء، لهما أن ولاء العتق لايحتمل الفسخ، وولاء الموالاة يحتمل الفسخ، فرجع الأكد الأقوى على الضعيف، وفي الصورة التي أبو الولد فيها حر لم يمسه رق قط بطريق الأولى.

واعلم أن ثمرة هذا الاختلاف تظهر فيما إذا مات هذا الولد وترك عمة ، أو غيرها من ذوى الأرحام ، ومعتق أمه ، أو عصبة معتقها كان المال لمعتق أمه أو عصبتها عندهما .

وعند أبي يوسف: يكون لذوى الأرحام، وإنما أرثا من العجمي الحر، لأنه لو كان عبدًا يكون الولد منسوبًا إلى موالاة الأم بالاتفاق. (رمز الحقائق وتكملة بحر الرائق وغيرهما)

(۱) قوله: "تعصيب. . . إلخ" أى موجب للعصوبة، واعلم أن مولى العتاقة أبعد من العصبة ومقدم على ذوى الأرحام، ويرثه الذكور دون الأناث حتى لو ترك ابن مولى وبنت مولى، فالميراث للابن دونها، وإن ترك ابن مولى وأب مولى، فالميراث للابن خاصة عندهما، لأنه أقرب عصوبة.

وقال أبو يوسف: يكون بينهما أسداسًا للأب السدس والباقى للابن، وإن ترك جد مولى وأخ مولى فالميراث للجد عند أبى حنيفة، وعندهما هو بينهما نصفان سواء كان الأخ لأب وأم، أو لأب، والمراد بالجد أبو الأب، كذا في "الجوهرة النيّرة".

- (٢) قوله: "فهو أولى منه" لأن مولى العتاقة آخر العصبات، وإنما يرث إذا لم يكن عصبة من النسب. (الجوهرة)
  - (٣) لأن الولاء تعصيب، ولا تعصيب للمرأة.
  - (٤) بهذا اللفظ ورد الحديث عن النبي ﷺ. (ج)
- (٥) قوله: "أو دبرن. . . إلخ" صورته امرأة دبرت عبدها ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب، وقضى بلحاقها حتى عتق مدبرها، ثم جاءت مسلمة إلينا ، ثم مات المدبر، وترك مدبرته هذه، فولاءه لها، أو دبر من دبرن، صورته أن هذا المدبر بعد ما عتق دبر عبده ومات، ثم مات الثانى، فولاءه لمدبرة مدبره. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "أو جرولاء معتقهن . . . إلخ "صورة الجرأن المرأة إذا زوجت عبدها تجعنقة قوم فولدت ولداء فإن المرأة إذا زوجت عبدها تجعنقة قوم فولدت ولداء فإن الولد حر تبعًا لأمه وولاءه لموالى أمه دون موالى أبيه حتى لو مات الولد يكون ميراثه لموالى الأم، ولا يكون للمرأة المذكورة لو أعتقت عبدها جرولاء ولده إلى نفسه وإلى مولاته، كذا في "الجوهرة" مع أدنى تغيير .

وإِذَاتَرَكَ السَمَولَى ابنًا وأُولا دَابَنِ آخَرَ، فَمِيرَاثُ السَمُعتَقِ لابنِ (١) دُونَ بَنِي الابنِ، لأنّ الوَلاءَ لِلكَبِيرِ (٢) ، وإذَا أسلَمَ رَجُلٌ عَلَى يَد رَجُلٍ ، ووَالا هُ عَلَى أَن يَرِثَه ، ويَعقِلُ عَنهُ إِذَا جَنَى ، أو أسلَمَ عَلَى يَد غَيرِه ووَالاه ، فَالوَلاءُ صَحِيحٌ (٣) ، وعَقلُه (١) عَلَى مَولا هُ (٥) .

فإن مَاتَ ولا وَارِثَ لَه، فَمِيرَاثُه لِلمَولَى، وإن كَانَ لَه وَارِثُ (')، فهُوَ أُولَى مِنهُ، ولِلمَولَى أن يَنتَقِلَ عَنهُ الْمَولَى عَنهُ وَلِلمَولَى عَنهُ لَم يَعقِل (١) عَنهُ، فإذَا عَقَلَ عَنهُ لَم يَكُن لَه أَن يَتَحَوّلُ بَوَلاءِه عَنهُ إِلَى غَيره ('`)، وليسَ لمَولَى العَتَاقَةِ ('۱) أَن يُوَالِى أَحَدًا .

<sup>(</sup>٧) كنذاروى عن عمر وعلى وابن مسعود وأسامة وزيدرضى الله عنهم، ولم يرو من غيرهم خلافه. (الفاتح)

<sup>(</sup>١) لأنه أقرب منهم.

 <sup>(</sup>٢) أى لأقرب عصبة المعتق، والمراد من الكبير أكبر نسبًا، لا سنًّا، فعلى هذا لو كان الابن أصغر سنًّا
 من ابن الابن الآخر، ورث الأصغر لا الأكبر.

<sup>(</sup>٣) قوله: "فالولاء صحيح" صورته مجهول النسب، قال للذى أسلم على يده أو غيره: واليتُك على أنى إن مت، فميراثى لك، وإن جنيت، فعقلى عليك، فقبل الآخر صح ذلك عندنا، ويكون القابل مولى له إذا مات يرثه، ويعقل عنه إذا جنى، لكن يشرط أن لايكون له وارث حتى لو كان له وارث لاتصح الموالاة، لأن فيه إبطال حق الوارث، وقال الشافعي: الموالاة ليس بشيء، لأن فيه إبطال حق بيت المال، ولنا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَت أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُم نَصِيبَهُم﴾ والآية في الموالاة، وسئل رسول الله ﷺ عن رجل أسلم على يد رجل ووالاه، فقال: هو أحق الناس به محياه و محاته، وهذا يشير إلى العقل والإرث في حالتين هاتين. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٤) أي جزية .

<sup>(</sup>٥) الذي أسلم على يده ووالاه، أو الذي والاه، وقد كان أسلم على يد غيره.

<sup>(</sup>٦) ولو كانت عمة أو خالة أو غيرهما من ذوى الأرحام. (الهداية)

<sup>(</sup>٧) قوله: "وللمولى أن ينتقل . . . إلخ" يعنى الأسفل له أن ينتقل ما لم يعقل عنه الأعلى ؛ لأنه فسخ حكمى بمنزلة العزل الحكمى في الوكالة ، وليس للأعلى ولا للأسفل أن يفسخ عقد الولاء قصداً بغير محضر من صاحبه ، كما في الوكيل . (الجوهرة)

<sup>(</sup>٨) أي عن الذي والاه وهو الذي قبل الموالاة.

<sup>(</sup>٩) الأعلى.

<sup>(</sup>١٠) لأنه تعلق به حق الغير. (ج)

<sup>(</sup>١١) لأن ولاء العتاقة لازم، ومع بقاءه لا يظهر الأدنى.

#### كتَابُ الجنايَات(١)

القَتلُ (۱) عَلَى حَمسَة أُوجُه: عَمَدٌ، وشبهُ عَمَد، وخَطأ، ومَا أُجرِى مَجرَى الخَطأ، والقَتلُ بسبب، فالعَمَدُ مَا تَعَمّد ضَربَه بسلاح، أو مَا أُجرِى مَجرَى السلاح فِي تَفرِيقِ الأَجزَاء كالمُحدد مِن الخَشَب والحَجرِ والنَارِ (۱) ومُوجِبُ ذَلِكَ المَاثِمُ والقَوَدُ (۱) إلا أن يَعفُو الأُولِياءُ (۱) ولا كَفّارة فِيه، وشبه العَمَد عند أبي حَنيفة رَحِمهُ اللهُ أُن يَتعَمّد الضّرب بِمَاليس بسلاح، ولا ما أُجرِى مَجراه (۱) . وقالا رَحِمهُ مَا اللهُ: إذَا ضَربَه بِحَجرِ عَظيمٍ ، أو بِخَشَبَة عَظيمة، فَهُو عَمَدٌ ، وشبه العَمَد: أن يَتعَمّد ضَربَه بِمَا لا يُقتَلُ بِه غَالبًا (۱) ، ومُوجِبُ ذَلكَ عَلَى قُولَينِ: المَأثَمُ (۱) والكَفّارة (۱) ، ولا قَوَدَ فِيه، وفيه دِيَةٌ مُغَلِّظةٌ (۱) عَلَى العَاقِلَة (۱۱) .

<sup>(</sup>١) قوله: "كتاب الجنايات" لما فرغ عن الإعتاق وما يتعلق به أورد مباحث الجنايات لمناسبة أن الإعتاق إحياء والجناية إهلاك، فكان بينهما مقابلة، ولأن في الجناية القصاص وفيه إحياء، قال الله تعالى: ﴿وَلَكُم فِي القَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ﴾ ولأنه إن جنى العبد فما حكمه فبين في هذا الكتاب ضمنًا. والجناية في اللغة: التعدى، وفي الشرع: عبارة عن فعل واقع في النفوس والأطراف، ويقال: الجناية ما يفعله الإنسان بغيره، أو بمال غيره على وجه التعدى في الأنفس جناية، والتعدى في الأموال غصبًا أو إتلاقًا. (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>٢) يعني القتل بغير حقّ، وإلا فأنواعه أكثر، كما لا يخفي. (ج وغيرها)

<sup>(</sup>٣) لأنها آلات يحصل القتل بها عادةً، فأدير الحكم عليها. (الفاتح)

<sup>(</sup>٤) قوله: "المأثم [قد نطق به غير واحد من السنة، وعليه انعقد إجماع الأمة. (الهداية)] والقود [لقوله عليه الصلاة والسلام: «العمد القود» (الهداية)] والقود القصاص أى موجب قتل العمد الإثم والقصاص، أما الإثم، فلقوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَتَعَمّدًا... ﴾ إلى آخر الآية، وأما القصاص فلقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصاصُ فِي القَتلى ﴾ والمرادبه القتل العمد، كذا في "رمز الحقائق"، ولا كفارة في قتل العمد عندنا، لأن الله تعالى ذكر العمد وحكمه، فقال: ﴿وَمَن يَقتُلُ مُؤْمِنًا مَتَعَمّدًا فَجَزَاءُه جَهَنّمُ ﴾ ولم يذكر الكفارة وذكر الخطأ وحكمه، فين الكفارة في الخطأ، فلو كانت واجبة في العمد كوجوبها في الخطأ لبينها، ومن حكم القتل أن يحرم الميراث، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٥) لأن الحق لهم. (ج)

<sup>(</sup>٦) في تفريق الأجزاء.

 <sup>(</sup>٧) قوله: "بما لايقتل به غالبًا [لأن بمثل ذلك يقصد التأديب]" كالعصا الصغيرة إذا لم يوال في الضربات، فأما إذا والى فهو عمد، كذا في "العناية".

<sup>(</sup>٨) لأنه قتل وهو قاصد في المضرب.

<sup>(</sup>٩) لشبهه بالخطأ.

<sup>(</sup>١٠) قوله: "دية مغلظة" أي من مائة إبل، فلو قضي بالدية في غير الإبل لم تتغلظ، كذا في القهستاني،

والخَطَأْعَلَى وَجهَينِ: حَطَأْفى القَصد، وهُوَ أَن يَرمِى شَخصًا يَظُن صَيدًا، فإذَا هُوَ اَدَمِى، وخَطَأْفى الفعلِ، وهُوَ أَن يَرمِى غَرَضًا (١) فيُصيبُ آدَميّا، ومُوجِبُ ذَلكَ (١) الكَفّارَةُ، والديةُ عَلَى العَاقِلَة (١) ولا مَأْثَمَ فِيهِ (١) ومَا أُجرِى مَجرَى الخَطَأُ مِثلَ النَائِمِ يَنقَلِبُ عَلَى رَجُلٍ في قَتْلُه (٥)، فحُكمُ الْخَطَأُ ١٠).

وأما القَتلُ بسَبَبِ كَحَافِرِ البِئرِ، ووَاضِعِ الْحَجَرِ فَى غَيرِ مِلْكِه (٧)، ومُوجِبُه (٨) إِذَا تَلَفَ فِيهِ اَدَمِى، اللهِ يَةُ عَلَى العَاقِلَة (١٠)، ولا كَفّارَةَ عَلَيه (١٠)، والقصاصُ وَاجِبٌ بِقَتلِ كُلَّ مَحقُونِ الدَمَ عَلَى الدَيةُ عَلَى العَاقِلَةِ إِذَا قَتَلَ عَمَدًا، ويُقتَلُ الحُرِّ بِالحُرِّ (١١) والحُرِّ بالعَبد (٢١)، والعَبدُ بالحُرِّ (١٣)، والعَبدُ

- (١) نشانه.
- (٢) الخطأ.

وتؤخذ أرباعًا من بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة ، كذا في "رد المحتار".

<sup>(</sup>۱۱) قوله: "على العاقلة [وسيأتى بيانها -إن شاء الله تعالى-]" أى الناصرة للقاتل، كذا في القهستاني، والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا لمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتباراً بالخطأ، وتجب في ثلاث سنين، كذا في "الهداية"، واحترز بقوله: "ابتداء" عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد، أو على الوالد بقتل ولده عمدًا، كذا في "الكفاية".

<sup>(</sup>٣) قوله: "الكفارة. . . إلخ" لقوله تعالى: ﴿فَتَحريرُ رَقَرَة مُؤمنِة ودِيَةٌ مسَلّمَةٌ إلى أهلِهِ ﴿ وهي أي الدية على عاقلته في ثلاث سنين، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٤) يعنى لا إثم فيه في الوجهين، والمراد إثم القتل، أما نفس الإثم لا يعرى عنه؛ لأنه ترك التثبّت في حالة الرمي. (ج)

<sup>(</sup>٥) أي بثقله.

<sup>(</sup>٦) قوله: "فحكمه حكم الخطأ" يعنى من سقوط القصاص ، ووجوب الدية ، وحرمان الميراث ، أما سقوط القصاص فلأنه لم يتعمد ، وأما وجوب الدية فلأنه مات بفعله ، وأما وجوب الكفارة فلأنه مات بنقله ، وأما حرمان الميراث فلجواز أن يكون اعتمد قتله وأظهر النوم ، وإنما أجرى ذلك مجرى الخطأ ، وإن تعلق به حكم الخطأ ، لأن النائم لا قصد له ، فلايوصف فعله بعمد ولا خطأ ، فلهذا لم يطلق عليه اسم الخطأ ، كذا فى "الجوهرة" .

<sup>(</sup>٧) وأما في ملكه فلا .

<sup>(</sup>A) وفي نسخة: وموجب ذلك، هكذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٩) لأنه سبب التلف.

<sup>(</sup>١٠) لأنه لم يباشر القتل بنفسه، ولا وقع بثقله.

<sup>(</sup>١١) لقوله تعالى: ﴿الحُرِّ بِالحُرِّ ﴾ الآية .

بالعَبد، والمُسلمُ بالذمّي (۱) و لا يُقتَلُ المُسلمُ بالمُستَأمِن (۲) ويُقتَلُ الرَجُلُ بالمَرأة ، والكَبيرُ بالصَغير، والصَحيحُ بالأعمَى والزَمن (۲) .

ولا يُقتَلُ الرَجُلُ بابنه، ولا بِعَبده (1) ، ولا بِمُدَبَّرِه (٥) ، ولا بِمُكَاتَبِه، ولا بِعَبد وَلَده (١) ، ومَن وَرثَ قصاصًا عَلَى أبيه سَقَطَ (٧) ، ولا يُستَوفَى القصاصُ (٨) إلا بالسَيف (١) ، وإذَا قُتَسلَ

(١٢) قوله: "والحر بالعبد [ويكون القصاص لسيده، كذا في "الجوهرة"]... إلخ "خلافًا للشافعي لقوله تعالى: ﴿الْحُرّ عِالْمُولَ وَالْمُولَ عَالَى: ﴿الْمُرّ بِالنّفسِ ۖ فإنه ناسخ لقوله تعالى: ﴿الْحُرّ بِالنّفسِ بِالنّفسِ اللهِ المنافق قوله تعالى: ﴿الْحُرّ . . ﴾ إلخ، كما رواه السيوطي في "الدر المنشور" عن النحاس عن ابن عباس، وأجاد القائل:

خذوا بدمى من رام قتلى بلحظة ولم يخش بطش الله فى قاتل العمد وقودوا به جسهرا وإن كنست عبده ليعلم أن الحريق تل بالعبد وقال حجة المحققين مولانا السيد محمد أمين الشهير بـ" ابن عابدين رحمه الله":

دعوا من برمح القدقد قدمه جتى وصارم لحنظ سله لى على عمد فلا قود فى قتل مولى لعبده وإن كنان شرعًا يقتل الحرب العبد كذا في "رد المحتار".

(١٣) قوله: "والعبد بالحر [هذه النسخة ليست في أكثر النسخ التي بأيدينا، ولا في "الهداية" إلا في "الجوهرة النيرة"]" وهذا لاخلاف فيه، لأنه ناقص عن المقتول، فإذا جاز أن يستوى في الحر بالحر وهو أكمل، فهذا أولى، وقوله: ﴿والعَبدُ بالعَبد﴾ ولو قتل أحد العبدين الآخر وهما لرجل واحد ثبت للمولى القصاص، وكذا المدبر إذا قتل عبدًا لمولاه. (الجوهرة)

- (١) لما روى أنه عليه السلام قتل مسلمًا بذميّ. (العيني)
  - (٢) لأنه غير محقون الدم على التأبيد. (ج)
- (٣) هو من طال مرضه زمانًا؛ لقوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وهي مطلقة .
- (3) قولسه: "ولا يقتل السرجل بابنه ولابعبده [الأنه ماله، والإنسان لا يجب عليه بإتلاف ماله شيء. (ج)]. . . إلخ "لقوله عليه السلام: «لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده» ولأن الولد لايقتل ولده غالبًا لوفور شفقته، فيكون ذلك شبهة في سقوط القصاص ، ولأن الأب لايستحق العقوبة بولده، لأنه سبب لإحياء، فمن المحال أن يكون الولد سببًا لإفناءه، ولهذا لايقتله إذا وجده في صف المشركين مقاتلا، أو زانيًا وهو محصن. (التكملة والفتح)
- (٥) قوله: "ولا بمدبره ولا بمكاتبه" لأن المدبر مملوك، والمكاتب رق ما بقى عليه درهم، وكذا لا يقتل بعبد ملك بعضه، لأن القصاص لا يتجزأ. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "ولا بعبد ولده" لأنه في حكم ملكه، قال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»، لأنه لا يجب عليه الحد بوطء جارية ابنه، فكذا لا يجب القصاص بقتلها كأمته، وتجب الكفارة على المولى بقتل عبده ومدبره ومكاتبه وعبد ولده. (الجوهرة النيّرة)
- (٧) قوله: "ومن ورث قصاصًا على أبيه سقط" لحرمة الأبوة، وإذا سقط وجبت الدية، وصورته بأن قتل أم ابنه عمدًا، أو قتل أخ ولده من أمه وهو وارثه. (الجوهرة)

السمُ كَاتَبُ عَمَدًا، وليس كه وَارِثُ إلا السمولى، فله القصاصُ (١) إن كم يَترُك وَفَاء (١) وإن تَركُ وَفَاء (١) ، ووَارِثُه غَيرُ السمولى، فلا قصاص لَهُم (١) ، وإن اجتَمعُوا مَعَ السمولى (٥) ، وإذَا قُتِلَ عَبدُ الرّهنِ لا يَجِبُ القِصاصُ حَتّى يَجتَمعَ الرّاهِنُ والسمُرتَ بِنُ (١) ، ومَن جَرَحَ رَجُلا عَمَدًا، فلم يَزَل صَاحِبَ فِرَاشِ حَتّى مَاتَ، فعليهِ القِصاصُ (١) .

ومَن قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ عَمَداً مِن السَمَ فصِلِ، قُطِعَت يَدُه (^)، وكَذَلِكَ الرِجلُ ومَارِنُ الْأنف (¹) والأ ذُنُ، ومَن ضَرَبَ عَينَ رَجُلٍ فقَلَعَهَا، فلا قصاص عَلَيه (¹¹)، فإن كَانَت قَائِمَةً (¹¹)، وذَهَبَ ضَوءُهَا، فعكيه القصاص تُحمَى لَه المرآةُ (¹¹)، ويُجعَلُ عَلَى وَجهه (٣١) قُطنٌ رَطَبٌ (١٤)،

- (۲) قوله: "فله القصاص إن لم يترك وفاءً" وهذا إجماعًا، لأنه مات، وهو ملك المولى، لأنه مات عبدًا، والحريقتل بالعبد. (الجوهرة)
- (٣) لبقاء الرق فيه، وحصل الموت، والمستحق غير المولى، فلما تغير المستحق، فصار ذلك شبهة في سقوط القصاص. (ج)
  - (٤) إجماعًا؛ لأنه مشتبه من له الحق. (ج)
- (٥) لأن المولى سقط حقه بالعتق، فاجتماعه مع الوارث لا يعتدّبه، فبقى الوارث وحده، وقد بيناه أنه
   لا قصاص له . (ج)
- (٦) قوله: "لايجب القصاص حتى . . . إلخ" لأن المرتهن لا ملك له ، فلا يليه أى القصاص ، والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الدين ، فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه . قال في "الكفاية": فيه نوع إشكال ، وهو أن الاستيفاء قدتم بالهلاك ، فكيف يعتبر رضاه بسقوط حقه؟ والجواب عنه أن الاستيفاء وإن تم بالهلاك ، لكنه غير مقرر لاحتمال العود إما بالصلح ، أو بدعوى الشبهة في القتل ، فيصير خطأ .
- (٧) قوله: "فعليه القصاص" لأن سبب القتل وجد منه، واتصل بالموت، ولم يوجد بينهما ما يسقط القصاص. (الجوهرة)
  - (٨) قوله: "قطعت يده" وإن كانت أكبر من يد المقطوع لاتحاد المنفعة.
- (٩) قوله: "ومارن الأنف" المارن: هو ما لان من الأنف، واحترز به عن القصبة لامتناع حفظ المماثلة، وهي الأصل في جريان القصاص.
  - (١٠) لتعذر الماثلة.
  - (١١) غير منخسفة .
    - (١٢) آئينه.

<sup>(</sup>٨) يعني إذا وجد القتل الموجب للقود لا يستوفي إلا بالسيف.

<sup>(</sup>٩) سواء قتله به أو بغيره؛ لقوله عليه السلام: «لا قود إلا بالسيف». (ج)

<sup>(</sup>١) لأن الجراحة وقعت والمستحق المولى.

وتُقَابَلُ عَينُه بِالْمَراة، حَتّى يَذَهَبَ ضَوَّهُ هَا، وفِى السِنّ القِصَاصُ (١)، وفِى كُلِّ شَجّة يُمكِنُ فِيهَا الْمُمَاثَلَةُ القَصَاصُ (٢)، وليسَ فِيمَا دُونَ النَفس فِيهَا الْمُمَاثَلَةُ القَصَاصُ (٢) إلا فِي السِنّ (١)، وليسَ فِيمَا دُونَ النَفس شِبهُ عَمَد، وإنّمَا هُو عَمَدٌ أو خَطَأ، ولا قِصَاصَ (٥) بَينَ الرَجُلِ والْمَرأة فِيمَا دُونَ النّفس، ولا بَينَ الحُرّوالعَبد (١)، ولا بَينَ العَبد ين .

ويَجِبُ القِصَاصُ فَى الأطرَاف بَينَ المُسلِم والكَافِرِ (٧)، ومَن قَطَعَ يَدَ رَجُّلٍ مِن نِصفِ السَاعِد، أو جَرَحه جَائِفَةً (١٠)، فبَرِئَ مِنهَا، فلا قِصَاصَ عَلَيه (٩)، وإذَا كَانَ يَدُ السَمَقطُوعِ صَحِيحَةً، ويَدُ القَاطِع شَلاءً (١٠)، أو نَاقِصَةَ الأصَابِع، فالمَقطُوعُ (١١) بالخِيَارِ إن شَاءَ قَطَعَ اليَدَ

<sup>(</sup>١٣) قوله: "ويجعل . . . إلخ "هذه الحادثة وقعت في زمن عثمان رضى الله عنه ، فشاور الصحابة ، فلم يجيبوه حتى جاء وقضى بالقصاص ، وبين هكذا ، ولم ينكروا عليه ، فاتفقوا عليه ، هكذا في "معراج الدراية" ، كذا ذكره في "رد المحتار" ، قال في "الجوهرة" : قضى بذلك على كرم الله وجهه بحضرة الصحابة رضى الله عنهم من غير خلاف .

<sup>(</sup>١٤) مبلول، وتربط عينه الأخرى بقطن رطب أيضًا. (ج)

<sup>(</sup>١) قوله: "وفي السن القصاص" لقوله تعالى: ﴿السنّ بِالسّنَّ﴾ وسواء كان سن المقتص منه أكبر، أو أصغر، لأن منفعتهما لا تتفاوت. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٢) لقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصِ ﴾. (ج)

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ روى عن عمر وابن مسعود، ولم يُروَ خلافهما رضي الله عنهما. (ج)

<sup>(</sup>٤) قوله: "إلا في السن" ولاتؤخذ اليمني باليسرى ولا اليسرى باليمنى، وتؤخذ الثنية بالثنية والناب بالناب والضرس بالضرس، ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى، ولو كسر بعض السن يؤخذ من سن الكاسر بقدر ذلك بالمبرد، ولا قصاص في السن الزائدة، وإنما تجب حكومة عدل، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٥) قوله: "ولا قصاص . . . إلخ" وقال الشافعي : يجب القصاص في جميع ذلك، وأصله أن كل موضع جرى القصاص فيه بين الأنفس يجرى في الأطراف وما لا فلا، لأنها تابعة للأنفس، وبه قال مالك وأحمد حتى لو قطع عبد يد عبد عمداً أو حريد حرة ففيه القصاص .

ولناً أن الأطراف يسلك فيها مسلكة الأموال، فكانت المماثلة فيها شرطًا، ولا مماثلة في أطراف هؤلاء بدليل اختلاف الدية والقيمة باختلاف النفس، فلا تجب القصاص، كذا في "رمز الحقائق".

<sup>(</sup>٦) أي فيما دون النفس.

<sup>(</sup>٧) أي الذميّ؛ للتساوي بينهما في الأرش. (ج)

<sup>(</sup>٨) الجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف من الصدر، أو الظهر، أو البطن.

<sup>(</sup>٩) لأنه لا يمكن المماثلة في ذلك؛ لأن الساعد عظم، و لا قصاص في عظم. (ج)

<sup>(</sup>۱۰) خشک شده.

المَعيبَة، ولا شَيءَ له غيرُهَا، وإن شَاءَ أَخَذَ الأرشَ كَامِلا، ومَن شَجَّاً رَجُلا، فاستَوعَبُ (٢) الشَجَة ما بَينَ قَرنَي الشَاجّ، فالمَشجُوعُ بالخِيَارِ إن شَاءَ الشَجّة ما بَينَ قَرنَي الشَاجّ، فالمَشجُوعُ بالخِيَارِ إن شَاءَ اقتَص يعقد ارشَحت يَبتَدِئُ مِن أَى ّالجَانِ بَينِ شَاءَ، وإن شَاءَ أَخَذَ الأرشَ كَامِلا (٢)، ولا قصاص في اللسَان (٧)، ولا في الذَكر (١) إلا أن يقطع الحَشَفَة (١)، وإذَا اصطلَح (١١) القَاتِلُ أُولِياءَ المَقتُولِ عَلَى مَال، سَقَطَ القِصاص (١١)، ووَجَبَ المَالُ (١١)، قَلِيلا كَانَ أَو كَثيراً (١١)، فإن عَفَا المَقتُولِ عَلَى مَال، سَقَطَ القِصاص (١١)، ووَجَبَ المَالُ (١١)، قَلِيلا كَانَ أَو كَثيراً (١١)، فإن عَفَا

<sup>(</sup>١١) قوله: "فالمقطوع بالخيار" لأن استيفاء حقه بكماله متعذر، فيخير بين أن يتجوز بدون حقه فى القطع، وبين أن يأخذ الأرش كاملا كمن أتلف مثليًا لإنسان، فانقطع عن أيدى الناس، ولم يبق منه إلا الردىء يخير بين أن يأخذ الموجود ناقصًا، أو أن يأخذ القيمة، والمراد يكون يد القاطع شلاء أن تكون شلاء حال القطع، وقس عليها ناقصة الأصابع. أما إذا كانت يد القاطع صحيحة، ثم شلت بعد القطع، فلا حق للمقطوع فى الأرش، لأن حق المقطوع كان فى اليد، فيسقط بقدر هلاك المحل. (من "الفتح" و "رد المحتار")

<sup>(</sup>۱) سر شکست.

<sup>. (</sup>٢) لصغر رأسه.

<sup>(</sup>٣) أي ناحيتي رأسه. (الكفاية)

<sup>(</sup>٤) شجة.

 <sup>(</sup>٥) قوله: وهي لاتستوعب "أى لكبر رأس الشاج من رأس المشجوع، فإذا شج ما بين قرني الشاج مقدار شجة يبقى قطعتهما بين قرنيه لاشجة فيه، كذا في "الكفاية".

<sup>(</sup>٦) وكذا في عكس المسألة.

<sup>(</sup>٧) قوله: "ولا قصاص في اللسان" هذا إذا قطع بعضه، أما إذا قطع من أصله: فذكر في "الأصل": أنه لا قصاص أيضًا، وهكذا نقل في "العيون" و "فتاوى قاضى خان" عن أبي حنيفة، وعليه الفتوى، وعن أبي يوسف: فيه القصاص.

 <sup>(</sup>٨) قوله: "ولا في الذكر" إذا قطع، لأنه ينبقض وينبسط، فلا يمكن المساواة، وعن أبي يوسف: إذا أقطع إحليله، يجب القصاص، كذا في "الجوهرة".

 <sup>(</sup>٩) قوله: "إلا أن يقطع الحشفة" وهو موضع الختان فحينئذ يقتص"، لأن موضع القطع معلوم كالمفصل،
 والشفة إن استقصاها بالقطع يجب القصاص، وإن قطع بعضها لا، كذا في "رمز الحقائق".

<sup>(</sup>١٠) عن القصاص.

<sup>(</sup>١١) قوله: "سقط القصاص . . . إلخ" لقوله تعالى: ﴿فَمَن عُفِيَ لَه مِن أَخِيهِ شَيءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيه ِبإحسَانِ﴾ نزلت الآية في الصلح، وقوله عليه السلام: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاؤوا أقادوا وإن شاؤوا أخذوا الدية»، رواه أبو داود والترمذي .

<sup>(</sup>١٢) المسمّى.

<sup>(</sup>١٣) أزيد على مقدار الدية.

أُحَدُ الشُّرَكَاءِ مِن الدَم، أو صَالَحَ مِن نَصِيبِه عَلَى عِوَض، سَقَطَ حَق البَاقِين (' مِن القِصَاصِ ('')، وكَانَ لَهُم نَصِيبُهُم مِن الدية، وإذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا عَمَدًا، اقتَص مِن القِصَاصِ ('')، وكَانَ لَهُم نَصِيبُهُم مِن الدية، وإذَا قَتَلَ جَماعَةٌ وَاحِدٌ جَمَاعَةٌ فَحَضَرَ أُولِيَاءُ المَقتُولِينَ، قُتِلَ لِجَمَاعَتِهِم، ولا شَيءَ لَهُم غَيرُ ذَلِكَ، فإن حَضَرَ وَاحِدٌ مِنهُم، قُتِلَ لَهُ وسَقَطَ حَق البَاقِينَ، ومَن وَجَبَعَليهِ القصاصُ فَي القصاصُ فَمَاتَ سَقَطَ عَنهُ القصاصُ (').

وإذَا قَطَعَ رَجُلانِ يَدَ رَجُلُ وَاحِد، فلا قِصَاصَ عَلَى كُلَّ وَاحِد مِنهُمَا (٥)، وعَلَيهِمَا نصفُ الدية، وإن قَطعَ وَاحِد يُمِينَى رَجُلَيْ (١)، فَحَضَرَا فَلَهُمَا أَن يَقطعَا يَدَه (٧)، ويَأْخُذَا مِنهُ نصفُ الدية (٨)، يَقتَسِمَا نِمَا نِصفَيْن (٩)، فإن حَضَرَ وَاحِدٌ مِنهُمَا، فَقَطعَ يَدَه، فللا خَرِعَلَيهِ نصفُ الدية (١٠)، وإذَا أقر العَبدُ بِقَتلِ العَمد، لزِمَهُ القَوَدُ (١١)، ومَن رَمَى رَجُلا عَمَدًا، فنَفَذَ

 <sup>(</sup>١) قوله: "سقط حق الباقين. . . إلخ" لأن القصاص لايتبعض، فإذا سقط بعضه سقط كله، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٢) لعدم التجزئ.

 <sup>(</sup>٣) قوله: "اقتص من جميعهم" لما روى أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا، فقتلهم عمر رضى الله
 عنه، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وعليه إجماع الصحابة، كذا في "الجوهرة" وغيرها.

<sup>(</sup>٤) لفوات المحل. (ج)

<sup>(</sup>٥) قوله: "فلا قصاص . . . إلخ " لأن اليد تتبعض ، فيصير كل واحد منهما أخذ لبعضها ، وذلك لا يوجب القصاص ، وعليهما نصف الدية يعنى نصف دية جميع الإنسان ، لأن دية اليد نصف دية النفس ، ويكون ذلك عليهما نصفين ، كذا في " الجوهرة " .

<sup>(</sup>٦) قوله: "عيني" قيد بذلك، لأنه لو قطع يمين أحدهما ويسار الآخر قطعت يداه، كذا في "العناية".

<sup>(</sup>٧) قوله: "فلهما. . . إلخ" وقال الشافعي: إذا حضرا قطعت لأولهما، وقضى للثاني بنصف الدية، وإن حضر أحدهما اقتص له، وقضى له بالباقي بالدية، ولنا أن حقهم تعلق بالعين بأسباب متساوية، فلا يتقدم أحدهم في الاستيفاء أصله الشفعاء، كذا في "شرح الأقطع".

<sup>(</sup>٨) قوله: "ويأخذا. . . إلخ" يعنى يأخذان منه دية يد واحدة يقتسمانها، لأن كل واحد منهما أخذ بعض حقه، وبقى له النصف، فرجع فى ذلك القدر إلى الأرش، كذا فى "الجوهرة".

<sup>(</sup>٩) سواء قطعهما معًا، أو على التعاقب.

<sup>(</sup>١٠) قوله: "فللآخر عليه نصف الدية" يعنى نصف دية جميع الإنسان، وإنما يثبت له قطع يده مع غيبة الآخر، لأن حقه ثابت في جميع اليد، وإنما سقط حقه عن بعضها بالمزاحمة، فإذا غاب الآخر، فلا مزاحمة، فجاز له أن يقتص، ولايلزمه انتظار الغائب، لأن الغائب يجوز أن يطلب، ويجوز أن يعفو، فإذا حضر الغاثب

السَهِمُ مِنهُ أَخَرَ فَمَاتَا، فَعَلَيهِ القِصَاصُ لِلأُوّلِ<sup>(۱)</sup>، والديّةُ لِلثَانِي عَلَى عَاقِلَتِه.

كتَابُ الديات (٢)

إذَا قَتَلَرَجُلٌ رَجُلا شِبهَ عَمَد، فَعَلَى عَاقِلَته (" دِيَةٌ مُغَلَظةٌ (ا) وعَلَيه كَفّارَةٌ (٥) ودية شبه العَمَد عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفُ رَحِمَهُ مَا اللهُ: مَائةٌ مِن الإبِلِ أَرَباعًا حَمسٌ وعِشرُونَ بنتَ مَخَاضٍ (" وحَمسٌ وعِشرُونَ بِنتَ لَبُون (" وحَمسٌ وعِشرُونَ حَقةٌ (١) وحَمسٌ وعِشرُونَ حَقةٌ (١) وحَمسٌ وعِشرُونَ حَقةٌ (١) وحَمسٌ وعِشرُونَ حَقةٌ (١) وحَمسٌ وعِشرُونَ حَدَعة (١) ولا يَثبُتُ التّغلِيظُ إلا في الإبِلِ (١٠) خَاصّة (١) فإن قَضَى بالدية مِن غَيرِ الإبلِ لم

كان له دية يده، وإذا عفا أحدهما بطل حقه، كان للثاني أن يقطع يده. (الجوهرة)

(١١) قوله: "لزمه القود" وقال زفر: لا يصح إقراره، لأنه يلاقى حق المولى بالإبطال، فصار كما إذا أقرا بمال، ولنا أنه غير متهم فيه، لأنه مضر بنفسه، فقبل إقراره على نفسه، وأما إذا أقر بقتل الخطأ لم يلزم المولى، وكان في رقبة العبد إلى أن يعتق. (الجوهرة)

(١) قوله: "فعليه . . . إلخ " لأنهما جنايتان أحدهما عمد، وموجبها القصاص، والثانية خطأ، وموجبها الدية، وما أوجب الدية كان على العاقلة . (الجوهرة)

(٢) قوله: "كتاب الديات" قدم القصاص، لأنه الأصل وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى، والدية كالخلف له، ولهذا تجب بالعوارض كالخطأ وما في معناه، والدية في اللغة: مصدر ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها كالعدة، كذا في "الدر المختار"، وفي الشرع: اسم للمال الذي هو بدل النفس لا تسمية المفعول بالمصدر، لأنه من المنقولات الشرعية، والأرش اسم للواجب فيما دون النفس، كذا في "الدر المختار".

- (٣) خويشان كشنده كه ديت بران قسمت كننده .
- (٤) ومعنى التغليظ أن يوجب شيئًا فيه لا يوجب إلى الخطأ. (الفاتح)
- (٥) قوله: "وعليه كفارة" وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يجزئ فيه الإطعام، لأنه لم يرد به النص، والمقادير تعرف بالتوقيف.
  - (٦) هي التي طعنت في السنة الثانية.
  - (٧) هي التي دخلت في السنة الثالثة .
  - (٨) هي التي دخلت في السنة الرابعة .
- (٩) قوله: "جذعة [هي التي دخلت في السنة الخامسة]" وقال محمد: أثلاثًا ثلاثون حقة، وثلاثون جدّعة، وثلاثون جذعة، وأربعون ثنية كلها حاملات في بطونها أولادها يعنى الأربعين، ودليلهم في المطولات. (الجوهرة وغيرها) (١٠) لأن التوقيف فيه.
- (١١) قوله: "خاصة" لأن الصحابة رضى الله عنهم لم يثبتوه إلا فيها، كذا في "الجوهرة"، ولأن الشرع وردبه، وعليه الإجماع، والمقدرات لا تعرف إلا سماعًا، ولا مدخل للرائ فيها، فلا تتغلظ بغيره حتى لو قضى به القاضى لا ينفذ قضاءه لعدم التوقيف، والتقدير فيه الإبل. (تكملة البحر)

تَتَغَلَظ، وفي قَتلِ الخَطَأْتَجِبُ بِه الدّيةُ عَلَى العَاقِلَة (١) والكَفّارَةُ عَلَى القَاتلِ، والدّيةُ فى الخَطَأُ مائَةٌ مِن الإبلِ أَخْمَاسًا(٢) عشرُونَ بِنتَ مَعَاضٍ وعشرُونَ ابنَ مَخَاضٍ وعشرُونَ بِنتَ نَبُونُ وعشرُونَ ابنَ مَخَاضٍ وعشرُونَ بِنتَ نَبُونُ وعشرُونَ ابنَ مَخَاضٍ وعشرُونَ بِنتَ نَبُونُ وعشرُونَ حقّةً وعشرُونَ جَذَعَةً، ومِن العَينِ (٢) أَلفُ دِينَارٍ (١) ومِن الوَرَقُ (٥) عَشَرَةُ آلُهُ فِ دِرْهَمُ (١)، ولا يَثبُ تَالدُيةٌ إلا مِن هَذِهِ الأنواعِ الثَلاثَةِ عِندًا أبى حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَب

وَقَالاً رَحِمَهُمَا اللهُ: مِنهَا ومِن البَقرِ() مِائَتَا بَقَرَة، ومِن الغَنَمِ أَلفا شَاة، ومِن الحُلَلِ مِائَتَا حُلّة، كُلِّ حُلّة، كُلِّ حُلّة مُكلِّ مُكلِّ حُلّة، كُلِّ حُلِّة مُكلِّ مَكلِّ حُلِّة مُكلِّ مَكلِّ حُلِّة مُكلِّ الدِيَةُ المُسلِمِ والذِمِّى سَوَاءٌ () وفي النفس الدية أن المَكرِ المَكرِ الدية أن المَكرِ المَكرِ الدية أن المَكرِ المَكرِ الدية أن المَكرِ الدية أن المَكرِ الدية أن المَكرِ الدية أن المَكرِ المَكرِ المَكرِ المَكرِ المَكرَ المَكرِ المَكرِ

<sup>(</sup>١) قوله: "تجب ٢٠٠٠. إلخ" لقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤمنًا خَطَأَ فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مَوْمنَةٍ وَدَيَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أهله ﴾ ، كذا في الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>۲) قبول ه: "والدينة في المخطأ مائة من الإبل أحماساً [هنذا قبول ابن مسعود وعلى ، كذا في "العناية"]. . إلخ الما روى ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي على قال في دية الخطأ "عشرون حقة وعشرون جذبة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض»، ذكره أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم ، والشافعي أخذ بجاهبنا غير أنه قال: يجب عشرون ابن لبون مكان ابن مخاض، والحجة عليه ما روينا. (تكملة البحر والعيني)

<sup>(</sup>٣) الذهب

<sup>(</sup>٤) هذا لا خلاف فيه. (ج)

<sup>(</sup>٥) انفضة .

 <sup>(</sup>٦) قبوله: عشرة آلاف درسم أيعنى وزن سبعة، وقد سر تحقيقه في كتاب الزكاة]" لذروى عن عمررضي الله عنه أن النبي على قضي بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم، كذا في "الهداية".

 <sup>(</sup>٧) قوله: "ومن البقر" تنسير ذلك قيمة كل بقرة خمسون درهمًا، وقيمة كل شاة خمسة دراهم، وقيمة
 كل حلة خمسون درهمًا، وفائدة هذا الاختلاف إنما يظهر فيما إذا صالح القاتل مع ولى القتيل على أكثر من مائتي
 بقر، فعنده يجوز، وعلى قولهم: لا يجوز كما لو صالح على أكثر من مائة من الإبل، كذا في "العناية".

<sup>(</sup>٨) إزار ورداء، وهو المختار

<sup>(</sup>٩) قوله: "سواء" رجالهم كرجالهم ونساءهم كنساءهم في النفس دونها، كذا في "العناية".

<sup>(</sup>١٠) قوله: "وفى النفس. . . إلخ" الأصل فيه ما روى سعيد بن المسيب رضى الله عنه أن النبى على قال: «في النفس الدية وفي اللسان الدية وفي المارن الدية»، وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله على لعمرو ابن حزم رضى الله عنه، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>١١) قوله: "رقى اللسان الدية" يعني اللسان الفيصيح، أما لسان الأخرس ففيه حكومة، والتفصيل في الجوهرة".

عَقلُه الدَيةُ، وفِي اللحية إذَا حُلقَت، فلَم تُنبِت (الدَيةُ، وفِي شَعرِ الرَّأْسِ الدَيةُ (المَّهُ وفِي الحَاجِبَينِ (الدَيةُ، وفِي الحَينِ الدَيةُ، وفِي الحَينِ الدَيةُ، وفِي الحَاجِبَينِ الدَيةُ، وفِي الرَجلَينِ الدَيةُ، وفِي الرَجلَينِ الدَيةُ، وفِي الرَجلَينِ الدَيةُ، وفِي المَرأة (الدَيةُ وفِي المَدَاةُ (الدَيةُ وفِي المَدَاةُ (الدَيةُ وفِي الدَيةُ (الدَيةُ وفِي الدَيةُ (الدَيةُ وفَي الدَيةُ (الدَيةُ (الدَيةُ والأصابِعُ كُلّهَا سَوَاءً (الدَيةُ وفِي كُل إصبَعِ مِن أَصَابِعِ اليَدَينِ والرَجلَينِ عُشرُ (الدَيةِ والأصابِعُ كُلّهَا سَوَاءً (الدَيةُ والمُ الدَيةِ والأصابِعُ كُلّهَا سَوَاءً (الذَيةِ والأصابِعُ كُلّهَا سَوَاءً (الدَيةُ والأصابِعُ كُلّهَا سَوَاءً (الدَيةُ والمُ الدَيةِ والأصابِعُ الدَيةُ الدَيةُ والمُ المَا الدَيةُ الدَيْدُ والمُ الدَيةُ والمُ الدَيةُ والمُ الدَيةُ الدَيةُ والمُ الدَيةُ والمُ الدَيةُ والمُ المَالِمُ المُ المُولِدُ اللهُ الدَيةُ والمُ المُ المَالِمُ المُولِي المُولِي المُولِمُ المُ المَالِمُ المُولِمُ المُ المُولِمُ المُعْمُ المُولِمُ المُعْمُ المُ المُعْمُ المُولِمُ المُولِمُ المُولِمُ المُولِمُ المُولِمُ المُولِمُ المُعْمُ المُولِمُ المُولِمُ المُولِمُ المُ ال

وفِي كُلّ إصبَع فِيهَا ثَلاثَةُ مَفَاصِلَ: ففي أَحَد هَا ثُلُثُ دِيَةِ الإصبَع، ومَا فِيهَا مَفْصِلانِ، ففي أَحَد هَا ثُلُثُ دِيَةِ الإصبَعِ، ومَا فِيهَا مَفْصِلانِ، ففي أُحَد هِمَا نِصفُ دِيَةِ الإصبَعِ (١١)، وفي كُلّ سن خُمسٌ مِن الإبلِ (١٢)، والأسنَانُ

- (١) لأنه يفوت به منفعة الجمال.
  - (٢) لما قلنا .
  - (٣) ابرو .
- (٤) هذا إذا كان خطأ، أما إذا كان عمدًا، ففيه القصاص، كما مر. (ع)
  - (٥) لما فيه من تفويت جنس المنفعة .
  - (٦) يعنى دية المرأة، وهي نصف دية الرجل. (ج)

- (٨) إذا قلعها ولم تنبت.
- (٩)قوله: عشر الدية لقوله ﷺ: «في كل إصبع عشر من الإبل»، أخرجه الترمذي، وحسّنة وصحّحه.
  - (۱۰) يعني صغيرها وكبيرها سواء. (ج)

<sup>(</sup>١٢) قوله: "وفى الذكر الدية" يعنى الذكر الصحيح، أما ذكر العنين والخصى والخنثى حكومة، وإنما وجبت الدية بقطع ذكر، لأنه يفوت بذلك منفعة الوطء، والإيلاج والرمى بالبول، ودفق الماء الذى هو طريق الإعلاق، وكذا في الحشفة الدية كاملة، لأنها أصل في منفعة الإيلاج والدفق. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١٣) قوله: "وفي العقل. . . إلخ" لأن بذهاب العقل يتلف منفعة الأعضاء، فصار كتلف النفس، ولأن أفعال المجنون تجرى مجرى أفعال البهائم، وكذا إذا ذهب سمعه وبصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه، وقد روى أن عمر رضى الله عنه قضى في رجل واحد بأربع ديات ضرب على رأسه، فذهب عقله وكلامه وسمعه ويصره، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٧) قوله: "وفى أشفار . . . إلخ" جمع شفرة العين -بضم الشين- وهو حرف الجفن حيث ينبت الهدب، ويقال : بفتح الشين، كذا في "رمز الحقائق" للعيني، وفي "المنتخب" : أشفار جمع شفرة -بالضم- محل برآمدن موئى مره -انتهى- .

<sup>(</sup>١١) قوله: "نصف دية الإصبع" لأن ما في الإصبع ينقسم على أصلها، كما انقسم ما في اليد على عدد الأصابع، والقطع والشل سواء، إذا ذهبت منفعته بالجناية عليه. (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>١٢) قوله: خمس . . . إلخ " وهو نصف عشر الدية ، وإن كان من الدراهم فخمس مائة درهم ، وإنما قال:

والأضراس (١) كُلّهَا سَوَاء (١) ومَن ضَرَبَ عُضواً، فأذهَبَ مَنفَعَتَه، ففِيهِ دِيَةٌ كَامِلَة (١) كَمَا لَو قطعَه كاليَد إذَا شكّت (١) والعَين إذَا ذَهَبَ ضَوءُها .

والشِجَاجُ عَشرٌ (°): الحَارِصَةُ، والدَامِعَةُ، والدَامِيَةُ، والبَاضِعَةُ، والسمُتَلاحِمَةُ، والسمحَاقُ، والمؤضحةُ، والهَاشمَةُ، والمُنقَلَةُ، والآمَّةُ .

ففي المُوضِحَةِ القِصاصُ إِن كَانَت عَمَدًا (``، ولا قِصَاصَ فِي بَقِيَّةِ الشَّجَاجِ (``، وفِي ما دُونَ المُوضِحَةِ، فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدلِ (^، وفِي المُوضِحَةِ إِن كَانَت خَطَأَ نِصفُ عُشرِ

خمس من الإبل لقوله عليه السلام في حديث أبي موسى الأشعرى: «وفي كل سن خمس من الإبل»، رواه أبو داود، وقال في "الهداية": هذا إذا كان خطأ، فإن كان عمدًا، ففيه القصاص.

- (١) جمع ضرس بالهندى: ذاره.
- (٢) لأنها متساوية في المعنى. (ج)
- (٣) لأن المقصود من العضو المنفعة، فذهاب منفعته كذهاب عينه. (ج)
  - (٤) خشک شد.
- (٥) قوله: "والشجاج عشر" يعنى التى بالوجه والرأس، لأن ما سوى ذلك مما يقع فى البدن لا يقال له: شجة، وإنما يقال له: جراحة، وهى أى الشجاج الحارصة والدامعة والدامية. . . إلخ" فالحارصة: التى تحرص الجلد أى يخدشه، ولا يخرج منه الدم، مأخوذ من حرص القصار الثواب، إذا شقه فى الدق، والدامعة: التى يخرج منها ما يشبه الدم، وقيل: التى تظهر الدم ولا تسيله كالدمع فى العين، مأخوذة من الدمع سميت بها؛ لأن يخرج منها بقدر الدمع من المقلة، وقيل: لأن عينيه تدمعان بسبب ألم يحصل له منها، والدامية: التى يخرج منها الدم ويسيل وذكر المرغيناني أن الدامية هى التى تدمى من غير أن تسيل منها، هو الصحيح يروى عن أبى عبيد.

والباضعة: التي تبضع اللحم أي تقطعه مأخوذة من البضع، وهو الشق، ومنه مبضع الفصاد، والمتلاحمة: هي التي تاخذ في اللحم فتقطعه، ثم يتلاحم بعد ذلك أي يلتئم، ويتلاصق سميت بذلك تفاؤلا على ما تؤل إليه، وقال الأزهري: الأوجه أن يقال: اللاحمة أي القاطعة اللحم، والسمحاق: التي تصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم تسمى تلك الجلدة السمحاق لخفتها ورقتها، ومنه قيل: للغيم الرقيق سماحيق.

والموضحة: هي التي توضح العظم أى تبينه، والهاشمة: هي التي تهشم العظم فوق الدماغ، وقيل: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهي التي فيها الدماغ، وبعدها الدامعة: وهي التي تصل إلى الدماغ، وإنما لم يذكرها الشيخ لأن الإنسان لا يعيش معها في الغالب، فلا معنى لذكرها، والمنقلة: هي التي تنقل العظم بعد الكسر أى تحوله، والآمة: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهو الذي فيه الدماغ. (الجوهرة مع الزيادة من العيني وغيره)

- (٦) لأن المماثلة فيها ممكنة ، بأن تنتهي السكين إلى العظم فيتساويان . (ج)
- (٧) هذا بعمومه إنما هو على رواية الحسن عن أبى حنيفة ، وأما على ما ذكره محمد فمحمول على ما فوق الموضحة . (ج)
- "(٨) قوله: "حكومة عدل [لأنه ليس فيها أرش مقدر، ولا يمكن لهذا، فوجب اعتباره بحكم العدل]" لأنه ليس فيها أرش مقدر من جهة السمع، ولا يمكن إهدارها، فيجب فيها حكومة عدل، وهو مأثور عن إبراهيم

الدية، وفي الهاشمة عُشرُ الدية، وفي المنقلة عُشرٌ ونصفُ عُشرِ الدية (١) وفي الآمة ثُلَثُ الدية، وفي الجَائِفَة (١) ثُلُثُ الدية (١) فإن نَفَذَت (١) فهي جائفنان، ففيهما ثُلثَا الدية (١) وفي أصابع اليَد نصفُ الدية (١) فإن قَطَعَها مَعَ الكَف ففيها نصفُ الدية (١) وإن قَطعَها مَعَ نصفِ السَاعِد، ففي الكَتْ نِسفُ الدية، وفي الزيادة حُكُومَةُ عَدل، وفي الإصبع الزائدة حُكُومَةُ عَدل، وفي الإصبع الزائدة حُكُومَةُ عَدل، وفي عَينِ الصَبِي ولسَانِه وذَكره، إذَا لَم يُعلَم صَحَّتُه حُكُومَةُ عَدل (١) ومَن شَج عَدل مُوضِحة ، فذَه بَعَ عَلْه أو شَعرُ رأسِه (١)، دَخَلَ أرشُ المُوضِحة في الدية (١١)، وإن

النخعى وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما، واختلفوا في تفسيرها. فقال الطحاوى: هي أن يقوم بملوكًا بدون هذا الأثر، ثم ينظر إلى تفاوت ما بينهما، فإن كان تُلث عشر القرمة مثلا يجب ثلاث عشر الدية، وإن كان ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الدية. وقال الكرخي: ينظر كم مقدار هذه الشجة من الم ضحة، فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية، لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه.

وسى "المحيط": والأصح أنه ينظر كم مقدار هذه الشجة من أقل شجة لها أرش قدر، فإن كأن مقداره مثل نصف شجة لها أرش، أو ثلثها وجب نصف أو ثلث أرش تلك الشجة، وإن كان ربعها فربع. (من "العيني")

- (١) قوله: "نصف عشر الدية . . . إلخ لما روى في كتاب عمرو بن حزم رضى الله عنه أن النبي على قال : افي الموم الله عنه أن النبي على قال : الموم المو
  - (٢) هي من الجراحة، و ليست من الشجاج، وهي ما تصل إلى الجوف. (ج)
    - (٣) لقوله عليه الصلاة والسلام: (في الجائفة ثلث الدية).
      - (٤) إلى الجانب الآخر .
      - (٥) قضى بذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه. (ج)
  - (٦) قوله: "نصف الدية" لأن في كل إصبع عشر الدية ، فكان في الخمس نصف الدية. (الجوهرة)
    - (٧) لأن انكف بع لها. (ج)
- (٨) تشريفًا للآدمى؛ لأنها جزء مز بده، لكن لا منفعة فيها، ولا زينة، وكذا السن البزائدة على هذا. (ج)
- (٩) قوله: "حكومة عدل" لأن المقصود من هذه الأعضاء المنفعة، فإذا لم تعلم صحتها لايجب الأرش الكامل بالشك، كذا في "الهداية"، ومعرفة الصحة في اللسان بالكلام، وفي الذكر بالحركة، وفي العين بما يستدل به على النظر، وقيل: في معرفة عين الصبي، إذا قوبل بهذا الشمس مفتوحة إن دمعت، فهي صحيحة، وإلا فلا، واستهلال الصبي ليس بكلام، وإنما هو مجرد الصوت، كذا في "الجوهرة النيرة".
  - (۱۰) فلم ينبت.
- (١١) قوله: "دخل. . . إلخ" لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء، فصار كما إذا أوضحه، أى شجه موضحة، فمات، وأرش الموضحة يجب لفوات جزء من الشعر، حتى لو نبت يسقط، والدية تجب لفوات كل الشعر، وقد تعلقا بسبب واحد، وهو فوات الشعر بالشج، فدخل الجزء في الجملة أى في الكل، كما إذا قطع

ذَهَبَ سَمعُه، أو بَصَرُه، أو كَلامُه، فعَليه أرشُ المُوضِحة مَعَ الدَية (١)، ومَن قَطَعَ إصبَعَ رِجلٍ، وَشَكَ أخرَى إلَى جَنبهَا، فَفيهمَا الأرشُ، ولا قصاصَ فيه (٢) عند أبى حَنيفَة رَحمَهُ اللهُ.

ومَن قَطَعَ سِن رَجُلٍ، فَنَبَتَ مَكَانَهَا أَخرَى، سَقَطَ الأرش (")، ومَن شَج رَجُلا، فالتَحَمَّت الجرَاحَة، ولَم يَبقَ لَهَا أَثَرٌ، ونَبَتَ الشَعرُ، سَقَطَ الأرش (") عند أبي حنيفة رَحِمهُ اللهُ: عَليه أرش الألم (")، وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمهُ اللهُ: عَليه أرش الألم (")، وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمهُ اللهُ: عَليه أرش ألألم (")، وقالَ مُحَمَّدٌ رَحِمهُ اللهُ: عَليه أجرَةُ الطَبيب (")، ومَن جَرَحَ رَجُلًا جرَاحَةً لَم يَقتَص منهُ حَتّى يَبرَأ (")،

ومَن قَطَعَ يدَ رَجُلٍ خَطَأَ، ثُمَّ قَتَلَه خَطَأَ قَبلَ البُرء، فعَلَيهِ الدِيَةُ (٨)، وسَقَطَ أرشُ اليَدِ . وإن بَرئ (٩)، ثُمَّ قَتَلَه، فعَلَيه دِيتَانِ: دِيَةُ نَفس، ودِيَةُ اليَدِ، وكُلِّ عَمَد سَقَطَ فِيهِ القِصَاصُ

إصبع رجل، فشلّت يده، يجب أرسّ اليد، ويدخل أرش الإصبع فيه، كما صرح به في "الهداية".

<sup>(</sup>۱) قوله: "فعليه أرش الموضحة مع الدية" والفرق أن العقل ينتفع به جميع البدن، فإذ ذهب العقل كأنه ذهب كل البدن، فلو لم يدخل الموضحة لكان أن يجب الدية لأجل الجزء مرتين، لأن الدية تجب لأجل جميع الأجزاء، فلو وجب لأجل الجزء يلزم دية الجزئين في حق جزء واحد، وهو جزء الغائب. فأما بالسمع والبصر: فلا يفوت جميع البدن، حتى إن الأصم والأعمى ينتفع ببدنه، فعلم أن بفواتهما لا يفوت جنس المنفعة، فلا يدخل أرش الموضحة في الدية، فعلى هذا التقدير ينبغي أن لايدخل الموضحة في الدية إذا ذهب شعر الرأس؛ لأن الشعر لا ينتفع به جميع البدن إلا أن محل الموضحة والشعر واحد، فجاز أن يدخل الموضحة في موجب الشعر، فأما محل السمع والبصر غير محل الموضحة، فلا يدخل الموضحة في موجبهما. (الفاتح)

<sup>(</sup>٢) والدليل في المطولات.

<sup>(</sup>٣) لأن الجناية زالت معنى. )العيني)

<sup>(</sup>٤) لزوال الشين. (ج)

<sup>(</sup>٥) وهو حكومة عدل. (ج)

<sup>(</sup>٦) قوله: "أجرة الطبيب" لأنه إنما لزم أجرة الطبيب، وثمن الدواء بفعله، فصار كأنه أخذ ذلك من ماله. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) قوله: "لم يقتص. . . إلخ" لما روى أنه عليه السلام نهى أن يقتص من جرح، حتى يبرا صاحبه، رواه أحمد والدار قطني، فلأن الجرح معتبر بما يؤول إليه، فربما يسرى إلى النفس، فوجب حكمها، فيجب أن ينظر به ذلك . (الجوهرة وتكملة البحر الرائق)

<sup>(</sup>٨) قوله: "فعليه الدية، وسقط أرش اليد، لأن الجناية من جنس واحد له لكون كل منهما خطأ، والموجب واحد وهو الدية، وإنها بدل النفس بجميع أجزائها، فدخل الطرف في النفس، فكأنه قتل ابتداء. (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>٩) كذا في نسخة قديمة قلمية.

بشُبهة، فالدية في مَالِ القَاتِلِ<sup>(۱)</sup>، وكُل الشهو وَجَبَ بِالصُّلحِ والإقرَارِ، فهُوَ في مَالِ القَاتِلِ<sup>(۱)</sup>، وإذَا قَتَلَ الأَبُ ابنَه عَمَداً، فالدية في مَالَه في ثلاث سنين (۱)، وكُل جناية اعترَف بِها الجَانِي، فهي في مَالِه (۱)، ولا يُصد قُع عَلَى عَاقِلته، وعَمَد الصَبِي والمَجنُون (۱) خَطا (۱)، وفيه الجَانِي، فهي في مَالِه (۱)، ولا يُصد قَرَ بِئراً (۱) في طَرِيقِ المُسلِمين (۱)، أو وَضَعَ حَجَراً، فتلَف الدية على العَاقِلَة (۱)، ومن حَفَر بِئراً (۱) في طَرِيقِ المُسلِمين (۱)، أو وَضَعَ حَجَراً، فتلَف بِذَلك (۱) إنسانٌ، فديتُه عَلى عَاقِلته (۱۱)، وإن تَلف بِه بَهِيمَةٌ، فَضَمَانُهَا في مَالِه (۱)، وإن أشرَع (۱) في الطريق رَوشَناً، أو مِيزَابًا، فسقَطَ عَلى إنسَانِ فعَطَب (۱)، فالدية عَلى عَاقِلته (۱)،

- (١) لا على العاقلة، يعني في ثلاث سنين، لما روى ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا: "لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبد، ولا صلحًا، ولا اعترافًا". (العيني وغيره)
- (٢) قوله: "فهو في مال القاتل" فإن الذي يجب بالصلح، إنما وجب بعقد، والعاقلة لا تحتمل ما وجب بالعقد، وإنما تتحمل ما وجب بالعقد، وإنما تتحمل ما وجب بالقتل، كذا في "الزيلعي"، ولقوله عليه السلام: «لا تعقل العواقل عمدًا» الحديث، وهذا عمد، كذا في "الهداية".
- (٣) قوله: "فى ثلاث سنين" وقال الشافعى: تجب حالة، لنا أنه مال واجب بالقتل، فيكون مؤجلا كدية الخطأ وشبه العمد، وهذا لأن القياس يأبى تقوم الآدمى بالمال لعدم التماثل بين المال والآدمى، والتقويم ثبت بالشرع، وقد ورد الشرع به مؤجلا لا معجلا، فلا يعدل عنه لا سيما إلى زيادة، ولما لم يجز التغليظ باعتبار العمدية قدرًا، لا يجوز وصفًا. (من المعتبرات)
- (٤) قوله: "فهي في ماله . . . إلخ" وتكون في ماله حالا، لأنه مال التزمه بإقراره، فلا يثبت التأجيل فيه إلا بالشرط، كذا في "الجوهرة النيرة" .
  - (٥) المعتوه.
- (٦) قوله: "خطأ" لقول على رضى الله عنه: عمده وخطؤه سواء في مجنون صال على رجل بسيف فضربه، والصبى مظنة الرحمة، والدية على عاقلته إذا كان الواجب قدر نصف العشر، أو أكثر بخلاف ما دونه كما في البالغ العاقل، كذا في "رمز الحقائق".
  - (٧) ولا يحرم الميراث؛ لأن حرمان الميراث عقوبة، وهما ليسا من أهلها. (ج)
  - (٨) مراده حفر بئرًا لم يكن في ملكه حتى إذا حفر في ملكه، لا ضمان عليه. (الفاتح)
- (٩) قوله: "في طريق المسلمين" المراد بالطريق في الكتب الطريق في الأمصار دون الفيافي والصحاري، لأنه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالبًا دون الصحاري، كذا في "الدر المختار".
  - (۱۰) أي البئر والحجر .
  - (١١) هذا إذا لم يتعمَّد الواقع المرور، كذا في "المجتبي".
- (١٢) قوله: "في ماله" لأنه متعد فيه، فيضمن ما يتولد من تعديه غير أن العاقلة يتحمل النفس دون المال، فكان ضمان البهيمة في ماله، كذا في "الهداية".
  - (١٣) أشرع بابًا إلى الطريق كشادر را بسوى شاه را.

ولا كَفّارَةَ عَلَى حَافِرِ البِئرِ (۱) ووَاضِعِ الحَجَرِ، ومَن حَفَرَبِئراً في ملكه، فعَطَبَبِهَا إنسانٌ لَم يَضمَن (۲) والرَاكبُ ضَامِنٌ لِمَا أُوطَأْتِ الدَّابَّةُ، ومَا أَصَابَتهُ بيَدَهَا، أَو كَدَمَت (۲) ولا يَضمَنُ مَا نَفَحَت (۱) بِرِجلَهَا أَو ذَنبِهَا، فإن رَاثَت، أُوبَالَت في الطّرِيقِ، فعَطَبَ بِه إنسانٌ لَم يَضمَن (۱) والسَائق (۱) ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَت بيَدهَا أُورِجلها (۱) والقَائدُ (۱) ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَت بيدها أُورِجلها (۱) والقَائدُ (۱) ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَت بيدها أُورِجلها (۱) فهُو ضَامِنٌ لِمَا أُوطأ (۱) فَهُو ضَامِنٌ لِمَا أُوطأ (۱) فَهُو ضَامِنٌ لِمَا أُوطأ (۱) فَهُو ضَامِنٌ لِمَا أُوطأ (۱) وإذَا جَنَى العَبدُ جِنَايَةً خَطأ (۱) قِيلَ لِمَولا أَدُ إِما أَن تَدَ فَعَه بِهَا، أَو تَفَدِيَه (۱) فإن

(١٤) هلك.

(١٥) قوله: "على عاقلته" لأن المشرع سبب لتلفه متعد بشغله هواء الطريق، وهذا من أسباب الضمان، وهو الأصل، كذا في "الهداية". قال في "الجوهرة" على وجهين: أصابه الطرف الداخل الذي هو في الحائط لم يضمن؛ لأنه غير معتد، لأنه وضعه في ملكه، وإن أصابه الطرف الخارج ضمن، ولا كفارة عليه، ولا يحرم الميراث، وإن أصابه الطرفين أصابه، فالقياس أن لايضمن لليراث، وإن أصابه الطرفين أصابه، فالقياس أن لايضمن للشك، وفي الاستحسان: يضمن النصف.

(١) قوله: "ولا كفارة على . . . إلخ" لأن الكفارة يتعلق بالقتل، وهذا ليس بقاتل، لأنه قد يستحيل أن يكون قاتلا بدليل أنه قد يقع في البئر، ويتغير بالحجر بعد موت الفاعل بذلك هو ممن لايصح منه الفعل، فلهذا قالوا: إنه لايحرم الميراث لهذه العلة، كذا في "الجوهرة النيّرة".

- (٢) لأنه غير متعدى ملكه. (ج)
- (٣) الكدم بالفم بمقدم الأسنان.
- (٤) قوله: "ما نفحت يقال: نفحت الدابة إذا رمت بحافرها، وهذا إذا كانت تسير، لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه مع السير، أما إذا وقفها في الطريق فهو ضامن في ذلك كله في النفحة بالرجل والذنب، لأنه متعدً بالإيقاف وشغل الطريق. (الجوهرة مع الزيادة)
  - (٥) قوله: "لم يضمن" لأنه من ضرورات السير لا يمكنه الاحتراز عنه. (الجوهرة)
    - (٦) سوق: راندن.
- (٧) قوله: "لما أصابت. . . إلخ قال في "الكفاية": المراد بقوله: "لما أصابت" بيدها، أو برجلها النفحة لا الوطء، لأنه لا خلاف لأحد في أنه يضمن فيه السائق والقائد، وإنما الخلاف في النفحة.
  - (٨) قود -بالفتح-: از پيش كشيدن.
  - (٩) بالكسر: قطار الإبل تقطر على نسق واحد.
    - (١٠) لأنه مقرب له إلى الجناية.
  - (١١) أي القائد والسائق لاشتراكهما في ذلك. (ج)
  - (١٢) قيد بالخطأ؛ لأنه إذا قتل رجلا عمدًا، وجب إليه القصاص. (ج)
- (١٣) قوله: "قيل لمولاه: إما أن تدفعه بها أو تفديه" أي تعطى الأرش لا القيمة بقول ابن عباس رضي الله

دَفَعَه (١) مَلَكَه وَلِى الجِنَايَةِ، وإن فَدَاهُ، فَدَاهُ بِأُرشِهَا (١) فَإِن عَادَ (١) فَجَنَى، كَانَ حُكمُ الجِنَايَةِ الثَانِيَةِ حُكمَ الأُولَى، فإن جَنَى جِنَايَتَينِ قِيلَ لِمَولاهُ: إما أَن تَد فَعَه إلَى وَلِى الجِنَايَتَينِ يَقتَسمَانه عَلَى قَدر حُقُوقَهُمَا .

وإمّا أن تَفديه بِأرشِ كُلّ وَاحِدَة مِنهُما، وإن أعتَقَهُ السَمولَى وهُو لا يَعلَمُ بِالجِنَايَةِ ضَمِنَ (1) المَولَى الأقَلّ مِن قِيمَته ومِن أُرشِها، وإن بَاعَه، أو أعتَقه بَعدَ العِلمِ بالجِنَايَة وَجَبَ عَلَيهِ الأرشُ (0) وإذَا جَنَى المُدَبِّرُ أُو أَمِّ الوَلَد جِنَايَةً ضَمِنَ السَمولَى (١) الأقَلّ مِن قِيمَته ومِن عَليهِ الأرشُ (١) فإن جَنَى جنَايَةً أَحرَى، وقَد دَفَعَ السَمولَى قِيمَته إلَى الوَلِى الأوّلِ بِقَضَاء، فلا أَرشِها (١) فإن جَنَى جِنَايَةً أَحرَى، وقَد دَفَعَ السَمولَى قِيمَته إلَى الوَلِى الأوّلِ بِقَضَاء، فلا شَيءَ عَليه (١) ويتبعُ ولي الجَنايَةِ الثَانِيةِ وَلِي الجِنَايَةِ الثَانِيةِ وَلِي الجِنَايَةِ الأولَى، فيشَارِكُه فِيمَا أَحَدُ (١) وإن شَاءَ عَلَيه (كَا مَولَى دَفَعَ القِيمَة بِغَيرِ قَضَاء، فالوَلِى (١) بالخِيَارِ إن شَاءَ اتّبَعَ السَمَولَى (١١) وإن شَاءَ كَانَ السَمُولَى دَفَعَ القِيمَة بِغَيرِ قَضَاء، فالوَلِى (١) بالخِيَارِ إن شَاءَ اتّبَعَ السَمُولَى (١١) وإن شَاءَ

عنه: إذا جنى العبد، فمولاه بالخيار إن شاء دفعه، وإن شاء فداه. (من حاشية "الفاتح شرح القدوري")

<sup>(</sup>١) أي المولى العبد الجاني.

<sup>(</sup>٢) أي بأرش الجناية.

<sup>(</sup>٣) قوله: "فإن عاد" معناه بعد الفداء، لأن المولى لما فداه، فقد أسقط الجناية عن رقبته، فكأنها لم تكن.(الجوهرة)

<sup>(</sup>٤) قوله: "ضمن" لأنه لما لم يعلم لم يكن مختارًا للفداء إلا أنه استهلك رقبة تعلق بها حق ولى الجناية، فيلزمه الضمان، وإنما لزمه الأقل، لأن الأرش إن كان أقل فليس عليه سواه، وإن كانت قيمة العبد أقل فلم يتلف بالعتق سواها، كذا في " الجوهرة".

<sup>(</sup>٥) لأنه صار مختاراً للفداء كاملا. (الفاتح)

<sup>(</sup>٦) قوله: "ضمن المولى" لما روى عن أبى عبيدة أنه قضى بجناية المدبر على مولاه، كذا فى "الهداية"، وإنما يجب الأقل من قيمة المدبر ومن أرش الجناية، لأنه لا حق لولى الجناية فى أكثر من الأرش، ولا منع من المولى فى أكثر من القيمة إذا كان الأرش أكثر من القيمة، ولا تخيير بين الأقل والأكثر، لأنه لا يفيد فى جنس واحد لاختياره الأقل لا محالة، ويعتبر قيمة المدبر يوم جنى لا يوم التدبير -والله أعلم-. (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>٧) قوله: "الأقل من قيمته ومن أرشها" هكذا عبارة المتن في النسخ الصحيحة التي بأيدينا، في الجوهرة النيرة": الأقل من قيمتها ومن أرش جنايتها، وذلك في أم الولد ثلث قيمتها، وفي المدبر الثلثان.

<sup>(</sup>٨) لأنه مجبور على الدفع. (ج)

<sup>(</sup>٩) والدليل في المطولات.

<sup>(</sup>١٠) أي ولي الجناية الثالثة.

<sup>(</sup>١١) قوله: "إن شاء اتبع المولى" أي بنصف القيمة في ذمته لدفعه حقه بلا إذنه، ثم رجع المولى على

اتَّبَعَ وَلِيّ الجِنَايَةِ الأُولَى (')، وإذَا مَالَ الحَائِطُ إِلَى طَرِيقِ المُسلمينَ، فطُولِبَ صَاحِبُه بنَقضه، وأشهَدَ عَلَيه ('')، فلَم يَنقُضه في مُدّة يَقد رُعَلَى نَقضه حَتّى سَقَطُ ('')، ضَمنَ مَا تَلَفَ بِه مِن نَفس أُو مَال ('')، ويَستوى أن يُطَالبَه بِنَقضه مُسلَمٌ، أو ذِمّى ('')، وإن مَال إلَى دَارِ رَجُل، فالمُطَالبَةُ لَمَالك الدّارِ حَاصّة ('')، فإذَا اصطَدَم ('') فارِسَان فمَاتَا، فعَلَى عَاقِلَة كُلّ وَاحِد منهُمَا ('') ديَةُ الآخَر (').

وإذَا قَتَلَ رَجُلٌ عَبدًا خَطَأً، فعلَيه قيمتُه، ولا تَزَادُ عَلَى عَشَرَةِ آلاف درهم، فإن كَانَت قيمتُه عَشرَةً الاف إلا عَشرَةً آلاف درهم، فإن كَانَت قيمتُه عَشرَةً الاف إلا عَشرَةً ألاف إلا عَشرَةً ألاف ورهم، أو أكثر، قضي عَليه بِعَشرَةِ آلاف إلا عَشرَةً ألاف عند أبي حنيفة، وقالا: لا شيء الأول، لأنه تبين أنه استوفى منه زيادة على مقدار حقه، كذا في "العناية"، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا شيء على المولى.

- (١) قوله: "وإن شاء اتبع ولى الجناية الأولى" بقبض حقه ظلما، وإنما خير في التضمين، لأن الثانية مقارنة من وجه حتى تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها، فتعتبر مقارنة في حق التضمين أيضًا، أفاده في "الكفاية"، كذا في "الهداية".
  - (٢) أي على الطب.
    - (٣) الحائط.
- (٤) قوله: "ضمن [استحسانًا]... إلخ وإن لم يطالب بنقضه، حتى تلف به إنسان أو مال لم يضمن، وهذا إذا كان بناءه من أوله مستويًا، لأن أصل البناء في ملكه، فلم يكن متعدّيًا، والميل حصل بغير فعله، فلايضمن، وأما إذا بناه في ابتداءه مائلا ضمن ما تلف بسقوطه سواء طولب بهدمه أو لا، لأنه متعدّ بالبناء في هواء غيره، ثم ما تلف من نفس، فهو على العاقلة، وما تلف من مال، فهو في ماله، كذا في الجوهرة النيرة ".
- (٥)قوله: "ويستوى أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمى" لأن الناس كلهم شركاء في المرور، فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم، رجلاكان أو امرأة، حرّاكان أو عبدًا، مكاتبًا كان أو مدبرًا، مسلمًا كان أو ذميّا. (الجوهرة النيّرة)
  - (٦) لأن الحق له، وإن كان فيها سكان، فلهم أن يطالبوه، سواء سكنوها بإجارة أو عارية. (ج)
    - (٧) أي تضاربا بالجسد، كذا في "رد المحتار".
    - (٨) لو كان الاصطدام خطأ، كذا في "الغرر".
- (٩) قوله: "دية الآخر" هذا إذا كان الاصطدام خطأ، أما إذا كان عمداً، فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر، والفرق أن في الخطأ كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه، لأن الموت مضاف إلى فعل صاحبه، لأن فعله في نفسه مباح، وهو المشى في الطريق، فلا يصلح سببًا للضمان، ويكون ما لزم كل واحد منهما على عاقلته في ثلاث سنين، أمّا إذا اصطدما عمدًا فماتا، فإنهما ماتا بفعلين محظورين، وقد مات كل واحد منهما بفعله وفعل غيره. (الجوهرة)
  - (۱۰) دراهم.

زَادَت قِيمَتُهَا عَلَى الدية، يَجِبُ خَمسَةُ الآف إلا عَشرَةً ''، وفي يَد العَبد نصفُ قِيمَته '') لا يُزَادُ عَلَى خَمسَة الآف ('') إلا خَمسَة، وكُل مَا يَقد رُمن دِية الحُر ('') فهُو مُقَد رُمن قِيمَة العَبد، وإذَا ضَرَبَ رَجُل بُطنَ امرَأَة، فألقَت جَنينًا مَيتًا، فعَلَيه غُر الْ ('') والغُر الله عَشرِ الدية، فإن ألقَته حَيًا، ثُم مَات الأمّ، فعليه دِيةٌ كَامِلةٌ ('') وإن ألقَته مَيتًا، ثُم مَات الأمّ، فعليه دِيةٌ وغُر الجَنين ('').

ومَا يَجِبُ في الجَنِينِ مَورُوثٌ عَنهُ (٩)، وفِي جَنِينِ الْأَمَةِ (١١) إِذَا كَانَ ذَكَرًا نِصفُ عُشرِ

(١١) ويكون ذلك على العاقلة في ثلث سنين على قولهما، وقال أبو يوسف: تجب قيمته بالغة ما بلغت. (ج)

(۱) قوله: "إلا عشرة" وفي رواية: ينقص خمسة دراهم، وهذا كله عندهما، وقال أبو يوسف والشافعي: تجب قيمة العبد والأمة بالغة ما بلغت لما روى عن عمر وعلى وابن عمر رضى الله عنهم أنهم أوجبوا في قتل العبد قيمة بالغة ما بلغت، ولأنه الضمان باعتبار مالية الآدمية، ولهذا تجب للمولى وهو لا يملك إلا من حيث المالية، فصار كسائر الأموال. وللإمام أعظم ومحمد رحمهما الله قوله تعالى: ﴿وَدِيةٌ مسلّمةٌ ﴾ وجه الاستدلال أنه تعالى سمى الواجب في قتل المؤمن خطأ دية، والعبد مؤمن قتل خطأ، فيجب فيه الدية، والدية اسم لما يجب لمقابلة الآدمية، لا بمقابلة المال، فثبت بدلالة الآية أن العبد مضمون بمقابلة الآدمية، ولا يزاد على تقدير الشرع وينقص عنها بأثر عبد الله بن مسعود رضى الله عنه لنقصان الرق فيه لئلا يلزم التسوية بين الكامل والناقص، والدليل على أن معنى الآدمية راجح فيه أن أكثر تكاليف الشرع متوجهة عليه بالإجماع من حيث الآدمية، ولهذا وجب القصاص بقتله بالإجماع مطلقًا على قول أبى يوسف، وفيما إذا كان القاتل عبدا عند الشافعي وما روياه من المقدرات كالخبرإذلايعرف إلاسماعًا، ولأن آدميته أنقص فيكون بدلها أقل كالمرأة والجنين. (من الفتح باختصار)

- (٢) إنما قدر النقصان بها؟ لأن لها أصلا في الشرع من تقدير نصاب السرقة والمهر. (ج)
- (٣) مفعول ما لم يسم والضمير يرجع إلى النصف، والمعنى وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد نصف قيمته لا يزاد نصف قيمته على خمسة آلاف إلا خمسة.
- (٤) قوله: "وكل ما يقدر . . . إلخ" يعنى أن ما وجب فيه من الحر الدية ، فهو من العبد فيه القيمة ، وما وجب في الحر منه نصف الدية ، ففيه من العبد نصف القيمة . (الجوهرة)
  - (٥) استحسانًا لأنه ﷺ قال في الجنين: «غرة عبد وأمة قيمته خمس مائة» ويروى: «أو خمس مائة».
    - (٦) وتجب على العاقلة. (ة)
    - (٧) الدية بقتل الأم، والغرة بإتلاف الجنين. (ج)
- (٨) قوله: "فلا شيء في الجنين [وتجب دية الأم. (ج)] هكذا عبارة المتن في "الجوهرة النيرة" وبعض النسخ، وفي البعض: فعليه دية في الأم، ولا شيء في الجنين، والمفهوم واحد.
  - (٩) قوله: "موروث عنه" لأنه بدل نفسه، والبدل عن المقتول لورثته. (الجوهرة)

قيمَته لُو كَانَ حَيّا، وعُشرُ قيمَته إن كَانَ أنشَى (١) ولا كَفّارَةَ في الجَنين (٢) والكَفّارَةُ في شبه العَمَد والخَطَأْعِتقُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ ، فإن لَم يَجِد، فصِيَامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ، ولا يُجزِئُ فِيهِ الإطعَامُ (٢).

#### بَابُ القَسَامَة<sup>(٤)</sup>

# وإذَا وُجِدَ القَتِيلُ في مَحَلَّةِ، لا يُعلَمُ مَن قَتَلَه، استَحلَفَ خَمسُونَ رَجُلا مِنهُم (٥)،

(١٠) قوله: "وفى جنين الأمة إذا كان . . . إلخ "وصورته إذا كانت قيمة الجنين الذكر لو كان حيًا عشرة دنانير ، فإنه يجب نصف دينار ، وإن كان أنثى قيمتها عشرة يجب دينار كامل ، فإن قيل : فى هذا تفضيل الأنثى على الذكر فى الأرش ، وذلك لايجوز . قلنا : كما لايجوز التفضيل ، فكذا لايجوز التسوية أيضًا ، وقد جازت التسوية ههنا بالاتفاق ، فكذا التفضيل ، وهذا لأن الوجوب باعتبار صفة النشوء لا باعتبار صفة المالكية ؛ إذ لا مالكية فى الجميع ، والأنثى فى معنى النشوء تساوى الذكر ، وربحا تكون أسرع نشوء كما بعد الانفصال ، فلهذا جوزنا تفضيل الأنثى على الذكر ، كذا فى "الجوهرة" .

- (١) يعنى المملوكة والمدبرة، أما جنين أم الولد يجب ما يجب في جنين الحرة. (ج)
  - (٢) لأنها عرفت في النفوس الكاملة، والجنين ناقص بدليل نقصان ديته. (ج)
- (٣) لأن الله تعالى لم يذكره في كفارة القتل وإنما ذكرالعتق والصوم لا غير، والله سبحانه وتعالى أعلم.
- (٤) قوله: "باب القسامة" لما كان أمر القتيل في بعض الأحوال يؤول إلى القسامة ذكرها في آخر الديات في باب على حدة، كذا في "العناية"، وهي في اللغة: بمعنى القسم.

قال العلامة نوح: اختلف أهل اللغة في القسامة قال بعضهم: إنها مصدر، واختاره ابن الأثير في نهايته حيث قال: القسامة - اليمين كالقسم، ثم قال: وقد أقسم قسما وقسامة إذا حلف، وقال بعضهم: إنها اسم مصدر واختاره المطرزي في "المغرب" يث قال: القسم اليمين يقال: أقسم بالله إقسامًا. وقولهم: حكم القاضي بالقسامة أقسم منه وضع موضع الأقسام واختار العيني في "شرح الكنز" الأول، واختار ملا مسكين الثاني. وفي الشرع: اليمين بالله تعالى بسبب مخصوص، وهو وجود القتيل في المحلة، أو ما في معناها عما هو ملك لأحد، أو في يد أحد، وعدد مخصوص وهو خمسون يمينًا، وعلى شخص مخصوص أي مخصوص النوع، وهو الرجل الحرابالغ العاقل المالك المكلف ولو امرأة الحرولو يدا كمكاتب.

إذا وجد القتيل في محل مملوك، وهذا إشارة إلى بعض الشروط على وجه مخصوص، وإشارة إلى باقى الشروط منها كون العدد خمسين، وتكرار اليمين إذا لم يتم العدد، وقولهم فيها: بالله ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلا، وكونه بعد الدعوى والإنكار، وبعد طلبها إذ لاتجب اليمين بدون ذلك، وكون الميت من بنى آدم، ووجود أثر القتل فيه، وأن لا يعلم قاتله، فقد تضمن ما ذكرنا بيان معنى القسامة وسببها وشرطها، وركنها إجراء اليمين المذكورة على لسانه، وحكمها القضاء بوجوب الدية إن حلفوا، والحبس إلى الحلف إن أبوا، إن ادعى الولى العمد وبالدية عند النكول إن ادعى خطأ، ومحاسنها خطر الدماء، وصيانتها عن الإهدار، وخلاص المتهم بالقتل عن القصاص، ودليل شرعيتها الأحاديث الواردة في الباب المذكورة في "الهداية" وشروحها، فليذكر ثمه، كذا في "الدر المختار".

<sup>(</sup>٥) أي يختار من القوم من يحلفهم.

يَتَخَيِّرُهُم الْوَلِيِّ بِاللهِ (۱) مَا قَتَلنَاهُ، ولا عَلمنَا لَه قَاتِلا، فإذَا حَلَفُوا، قُضِي عَلَى أهلِ المَحَلَّة (۲) بالله يَة، ولا يَستَحلِفُ الوَلِي، ولا يَقضِي عَلَيه بالجناية وإن حَلَفَ (۲)، وإن أبى وَاحِدٌ مِنهُم حُبِسَ حَتَّى يَحلِفَ، وإن لَم يَكمُل أهلُ المَحَلَّة، كُرَّرَتِ الأيَانُ عَلَيهِم (۱)، حَتَّى يُتِم خَمسِينَ يَمينًا (۱)، ولا يَد خُلُ في القَسَامَة صَبِي، ولا مَجنُونٌ، ولا امرَ أَقُ (۱)، ولا عَبدٌ (۱)، وإن خَمسِينَ يَمينًا (۱)، ولا يَد خُلُ في القَسَامَة وَيَتِي، ولا مَجنُونٌ، ولا الله مَيسيلُ مِن أنفه (۱)، أو وجد ميّتُ لا أثرَبِه، فلا قَسَامَة، ولا دية، وكذ لك إن كان الدم يَسيلُ مِن أنفه (۱)، أو دُبُرِه (۱)، أو فَمه (۱)، فإن كَانَ الديةُ عَلَى عَاقلته دُونَ أهلِ المَحَلّة (۱)، وإن وُجِدَ القَتِيلُ في دَارِ دابّة يَسُوقُها رَجُلٌ، فالديةُ عَلَى عَاقلته دُونَ أهلِ المَحَلّة (۱)، وإن وُجِدَ القَتِيلُ في دَارِ إنسَان، فالقَسَامَةُ عَلَيه (۱)، والديةُ عَلَى عَاقلته (۱)، ولا يَد خُلُ (۱) السُكّانُ في القَسَامَة مَعَ

<sup>(</sup>١) متعلق بـ "استحلف".

<sup>(</sup>٢) أي عاقلة أهل المحلة؛ لما روى أن عمر رضي الله عنه قضي هكذا. (الفاتح)

<sup>(</sup>٣) خلافًا لمالك.

<sup>(</sup>٤) قوله: "وإن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان. . . إلخ " يعنى إن لم يتم عدد أهل المحلة ، بل نقصوا عن خمسين كرر الحلف عليهم حتى يتم خمسون يمينًا ، فإن كان واحد حلف خمسين يمينًا ، وذلك لأن الخمسين وجبت بالنص ، فيجب تمامه ما أمكن ، ولا يشترط فيه الوقوف على الفائدة فيما يثبت بالنص ، لأن عمر رضى الله عنه لما قضى في القسامة وافي إليه تسعة وأربعون رجلا ، فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين ، ثم قضى بالدية ، وعن شريح والنخعى رضى الله عنهما مثل ذلك ، وإن كان العدد كاملا فأراد الولى أن يكرر على أحدهم ليس له ذلك ، لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال ، وقد كمل . (من "التكملة" و"الهداية")

<sup>(</sup>٥) لأن الخمسين واجب بالسنة، فيجب إتمامها. (ج)

<sup>(</sup>٦) لأنهم ليسوالها أهلا.

<sup>(</sup>٧) و لا مدبّر و لا مكاتب.

<sup>(</sup>A) لأنه رعاف. (ج)

<sup>(</sup>٩) لأنه علة. (ج)

<sup>(</sup>١٠) لأنه قيء السوداء لا يدل على القتل. (ج)

<sup>(</sup>١١) لأن الظاهر أن هذا يكون من ضرب شديد. (ج)

<sup>(</sup>١٢) قوله: "دون أهل المحلة" لأن دابته في يده كداره، وكذا إذا كان قائدها ، أو راكبها، قال الإمام خواهر زاده: إذا كان ليسوقها سرّا مستحشًا، أما إذا ساقها نهارًا جهارًا، فلا شيء عليه. (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>١٣) قوله: "فالقسامة عليه" لأن الدار في يده، فصار صاحب الدار مع أهل المحلة بمنزلة أهل المحلة مع أهل المحلة مع أهل المصر، فلما لم يدخل أهل المصر مع أهل المحلة، كذلك لا يدخل أهل المحلة مع صاحب الدار في القسامة، كذا في "شرح الأقطع".

المكلاك عند أبي حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ (١) وهي (١) على أهلِ الخِطّة (١) دُونَ المُشتَرِينَ، ولَوبَقي منهُم (١) وَاحِدٌ، وإن وُجِدَ الْقَتيلُ في سَفينَة، فالقَسَامَةُ عَلَى مَن فيهَا مِن الرُكّابِ (٥) والمملاحينَ، وإن وُجِدَ في مَسجد مَحَلّة، فالقَسَامَةُ عَلَى أهلِهَا (١)، وإن وُجِدَ في الجَامِع والشَارع الأعظم (٧)، فلا قَسَامَةُ فيه (٨)، والديّةُ عَلَى بَيت المال.

وإن وُجِدَ فِي بَرِّية لَيسَ بِقُربِهَا عِمَارَةٌ، فَهُوَ هَدرٌ ('')، وإن وُجِدَ بَينَ قَرِيَتَينِ كَانَ عَلَى أقرَبِهِ مَا ('')، وإن وُجِدَ فِي وَسَطِ الفُرَاتِ يَمُرَّبِهَا السَمَاءُ، فَهُوَ هَدرٌ ('')، وإن كَانَ مُحتَبَسًا

- (۱) قوله: "عند أبى حنيفة" وهو قول محمد، وقال أبو يوسف: هو عليهم جميعًا، لأن ولاية الندبير كما تكون بالملك تكون بالملك تكون بالملك تكون بالملك تكون بالملك تكون بالملك تكون المسكني ألا ترى أنه عليه السلام جعل القسامة والدية على اليهود وإن كانوا سكانًا بخيبر، ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان، لأن سكنى الملاك ألزم، وقرارهم أدوم، فكانت ولاية التدبير إليهم، فليتحقق التقصير منهم، وأما أهل خيبر فالنبي عليه السلام أقرهم على إملاكهم -فهم كانوا ملاكًا- وكان يأخذ منهم على وجه الخراج أي خراج المقاسمة، كذا في "الهداية".
- (٢) قوله: "وهي على أهل الحطة [هو المكان المخطط لبناء دار، وغير ذلك من العمارات]...إلخ" وهذا قولهما، وقال أبو يوسف: الكل مشتركون، لأن الضمان يجب بترك الحفظ، وقد استووا فيه، ولهما أن صاحب الحطة أصيل، والمشترى دخيل، وولاية التدبير إلى الأصيل، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٣) قوله: "أهل الخطة" أي هي على أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا يملكونها حين فتح الإمام البلدة، وقسمها بين الغانمين بخط خط ليتميز أنصباءهم، كذا في الكفاية .
- (٤) أي من أهل الخطة وإن لم يبق أحد منهم، فهي على المشترين الملاك دون السكان عندهم؛ لأن
   الولاية انتقلت إليهم. (الجوهرة)
  - (٥) لأنها -أي السفينة- في أيديهم، والمالك وغيره في ذلك سواء. (ج)
    - (٦) لأن التدبير في المسجد إليهم.
      - (۷) شاه راه بزرگ.
- (٨) قوله: "فلا قسامة فيه" لأنه أى المسجد الجامع أو الشارع الأعظم العامة لايختص به واحد منهم،
   لأن المقصود بالقسامة نفى تهمة القتل، وذلك لايتحقق فى جماعة المسلمين، وكذا الجور للعامة، ومال بيت المال مال عامة المسلمين.
- (٩) قوله: "فهو هدر" وكذا إذا كانت البرية بحيث لو صاح فيها صائح لم يسمعه أحد من أهل المصر، ولامن أهل القرى أما إذا كان يسمع منه الصوت، فالقسامة والدية على أقرب القرى إليها، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (١٠) لما روى أنه على مر في قتيل، وجدبين قريتين، بأن يذرع، فوجد أحدهما أقرب بشمر، فنفسى بالقسامة. (تكملة البحر الرائق)

<sup>(</sup>١٥) لأن نصرته منهم، وقوته منهم. (ج)

<sup>(</sup>١٦) بإجارة أو إعارة، يعني إذا كان في المحلة سكان وملاك.

بالشَّاطِئِ، فَهُوَّعَلَى أَقرَبِ القُّرَى مِن ذَلِكَ المَكَانُ (۱)، وإن ادَّعَى الوَلِى القَتلَ عَلَى وَاحِدِ مِن أَهلِ السَّمَ حَلَة بِعَينِه لَم تَسقُطُ القَسَامَةُ عَنهُم (۲)، وإن ادَّعَى عَلَى وَاحِد مِن غَيرِهِم مَن أَهلِ السَّمَ عَنهُم . وإذَا قَالَ المُستَحلَفُ: قَتلَه فُلانٌ أُستُحلِفَ (۱) باللهِ مَا قَتلَتُ ولا عَلَمت له قَاتلا غَيرَ فُلان، وإذَا شَهِدَ اثنَانِ مِن أَهلِ السَّمَ حَلّةِ عَلَى رَجُلٍ مِن غَيرِهِم أَنَّه قَتلَه لَم تُقبَل شَهَادَتُهُمَا (۱) .

### كتَابُ المَعَاقل (٦)

## الدِيَةُ في شِبهِ العَمَدِ والْخَطَأَ، وكُلُّ دِيَةٍ (٧) وَجَبَت بِنَفسِ القَتلِ (٨) عَلَى العَاقِلَةِ،

- (١١) قوله: "فهو هدر" لأن الفرات ليس في يد أحد، فهو كالمفازة المنقطعة. (الجوهرة وغيرها)
  - (١) لأنهم يستقون منه، و يوردون دوابهم إليهم. (ج)
- (٢) قوله: "لم تسقط [ولا دية عواقلهم] . . . إلخ" لأن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم، فتعينه واحداً منهم لاينافي ابتداء الأمر، لأنه منهم، وعن محمد: تسقط، فإن دعواه على واحد إبراء للباقين. (الجوهرة)
  - (٣) القسامة والدية؛ لأنه صار مبرئًا لهم.
- (٤) قوله: "استحلف" لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه، بقوله: فلا يقبل، فيحلف؛ لأنه لما أقر بالقتل على واحد صار مستثنى عن اليمين، فبقى حكم من سواه فيحلف عليه.
- (٥) قوله: "لم تقبل شهادتهما [هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: تقبل]" لأن الولى يدعى القتل عليهم قال النبي عليه السلام: «لا شهادة عليهم» الحديث. (الفاتح)
- (٦) قوله: "كتاب المعاقل" لما كان موجب القتل الخطأ، وما في معناه الدية على العاقلة لم يكن من معرفتها بدّ، فذكرها وأحكامها في هذا الكتاب، كذا في المنح.

قوله: "المعاقل" كذا ترجم في عامة المعتبرات، وفيه أنه إذا كانت جمع معقلة كمكارم جمع مكرمة، وهي الدية لزم التكرار، لأن أقسام الديات مر مستوفي، والمقصود هنا بيان من تجب عليهم الدية بأنواعهم وأحكامهم، وهم العاقلة، فالمناسب أن يترجم بالعواقل، لأنه جمع عاقلة، كذا في الطورى والشرنبلالية. ويمكن الجواب من وجوه: الأول: أن المعاقل جمع معقلة، وهي مصدر وظرف، والمراد ههنا موضع الدية، وهو الذي وجب عليه الدية، فعلى هذا العواقل والمعاقل واحد، والثاني: أنه على تقدير مضاف، أي أهل المعاقل، فيكون من مجاز الحذف، والثالث: إن أراد بالمعاقل ههنا أهلها من إطلاق الحال على المحل، فيكون من المجاز العقلي، وتسمى الحذف، والثالث: إن أراد بالمعاقل ههنا أهلها من إطلاق الحال على المحل، فيكون من المجاز العقلي، وتسمى عقلا لأنها تعقل الدماء من أن تسفك أي تمسكه، ومنه العقل، لأنه يمنع القبائح، أو لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولى المقتول، ثم عم هذا الاسم فسميت الدية معقلة، وإن كانت دراهم أو دنانير، كذا في "الألقاني" و"الفتح" و الفاقح".

(٧) مبتدأ.

(٨) قوله: "بنفس القتل" احترزبه عما تجب بالصلح وبسبب الأبوة، فهي في مال القاتل لاعلى المعاقلة.

والعَاقِلَةُ (۱) أهلُ الديوان (۱) إن كَانَ القَاتِلُ مِن أهلِ الديوان يُؤخَذُ مِن عَطَايَاهُم فِي ثَلاثِ سِنِينَ (۱) ، فإن خَرَجَتِ العَطَايَا (٤) في أكثَرَ مِن ثَلاثِ سِنِينَ (۱) ، أو أقَل ّأُخِذَ (۱) مِنهَا، ومَن لَم يَكُن مِن أهلِ الديوان فعَاقلَتُه قَبِيلَتُه (۱) تُقَسَّطُ (۱) عَلَيهِم في ثَلاثِ سِنِينَ لا يُزَادُ الواحِدُ عَلَى أربَعَة مِن أهلِ الديوان فعَاقلَتُه قَبِيلَتُه (۱) تُقَسِّط (۱) عَلَيهِم في ثَلاثِ سِنِينَ لا يُزَادُ الواحِدُ عَلَى أربَعَة مَرَاهِمَ (۱) في كلّ سنة درهمٌ ودانقان، وينقصُ مِنهَا (۱۱) ، فإن لَم تَتَسِع القَبِيلَةُ لِذَلِكَ ضُم إلَيهِم أقربُ القبائل (۱۱) إلَيهِم، ويَد حُلُ القاتل (۱۱) مَعَ العَاقلَة، فيكُونُ فيما يُؤدّى كأحَدهم، وعاقلَةُ أقربُ القبائل (۱۱) إليهِم، ومَولَى المُوالاة يَعقلُ عَنهُ مَولاهُ وقَبِيلَتُه، ولا تَتَحَمَّلُ العَاقلَةُ (۱۱)

(٣) قوله: "يؤخذ من عطاياهم [أى من ثلث عطاياهم] في ثلاث سنين" إى تؤخذ الدية من عطايا أهل الديوان في ثلاث سنين، كذا روى عن النبي ﷺ، وحكى عن عمر رضى الله عنه، ويعتبر ثلاث سنين من وقت القضاء، لا من وقت القتل. والعطاء اسم لما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين، والرزق ما يخرج في كل شهر، وقيل: ما يعطى يومًا بيوم. (في "الجوهرة"ة و "العيني" و ملا مسكين)

(٤) الثلث.

(٥) قوله: "في أكثر . . . إلخ" مثل أن يخرج عطاياهم الثلاث في ست سنين، يؤخذ منهم في كل سنة سدس الدية، كذا في "العناية".

(٦) الدية.

(٧) لأن نصرته بهم، وهي المعتبرة لحصول المقصود، وهو التفريق في الأعطيات.

(٨) في التعامل.

(٩) قوله: "لا يزاد الواحد. . . إلخ" في هذا إشارة إلى أنه لايزاد على أربعة من جميع الدية ، وقد نص محمد رحمه الله على أنه لا يزاد كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة دراهم أو أربعة ، فلا يؤخذ من كل واحد في سنة إلا دراهم ، أو درهم وثلث ، وهو الأصح ، كذا في "الجوهرة" .

(١٠) أي من الأربعة. (الفاتح)

(١١) قوله: "أقرب القبائل" يعنى نسبا يضم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات الأخوة، ثم بنوهم ثم الأعمام، ثم بنوهم، وأما الآباء والبنون، فقد قيل: يدخلون لقربهم، وقيل: لايدخلون. (الجوهرة)

(١٢) لأنه هو الفاعل، فلا معنى لإخراجه ومؤاخذة غيره. (ج)

(١٣) قوله: "قبيلة مولاه [لأنهم يرثونه بعد موته. (ج)]" لأن النصرة بهم، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام:

<sup>(</sup>١) العاقلة الذين يؤدون العقل أي الدية .

<sup>(</sup>٢) قوله: "أهل الديوان" الجريدة من دون الكتب، إذ أجمعه، لأنها قطع من القراطيس مجموعة، ويروى أن عمر أول من دون الدواوين أى رتب الجرائد للولاة والقضاة، ويقال: فلان من أهل الديوان أى ممن أثبت اسمه في الجريدة، كذا في "العناية". وفي "الهداية": أهل الديوان أهل الرايات، وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان، وهذا عندنا، وقال الشافعي: الدية على أهل العشيرة، دليلنا قضية عمر، فإنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم، فصار إجماعًا. (رمز)

أَقَلَّ مِن نِصِفِ عُشْرِ الدَية، وتَتَحَمَّلُ نِصِفَ العُشْرِ فَصَاعِدًا، ومَا نَقَصَ (١) مِن ذَلِكَ (٢) فَهُو (٢) فَهُو (٢) فَهُو (١) فِي مَالِ الْجَانِي، ولا تَعقِلُ الْجَنايَةَ (١) التِي اعتَرَفَ بِهَا الْجَانِي فِي مَالِ الْجَانِي، ولا تَعقِلُ الْجَنايَةَ (١) التِي اعتَرَفَ بِهَا الْجَانِي إلا أَن يُصَدَّقُوهُ، ولا يَعقِلُ مَا لَزِمَ بِالصُلحِ (٢)، وإذَا جَنَى الْحُرَّعَلَى الْعَبَدِ جِنَايَةً خَطَأ كَانَت عَلَى عَاقلَته (٧).

#### كتَابُ الحُدُود (^)

# الزِنَا يَثبُتُ (٩) بِالبيّنةِ والإقرارِ، فالبَيّنَةُ أَن تَشهَدَ أَربَعَةٌ مِن الشُّهُودِ (١٠٠) عَلَى رَجُلٍ أو

«مولى القوم منهم». (الجوهرة)

- (١٤) قوله: "ولا تتحمل . . . إلخ" لأن التحمل للمحرز عن الإحجاف، والإحجاف (كسي را تنگ كردن) ولا إحجاف في القليل، وإنما هو في الكثير، والتقدير الفاصل بين القليل والكثير عرف بالسمع .
- (١) قوله: "وما نقص. . . إلخ" يعنى ما نقص أرشه عن نصف عشر الدية كان على الجاني دون العاقلة . (الجوهرة)
  - (٢) من نصف عشر الدية.
    - (٣) يكون.
  - (٤) يعنى إذا جنى العبد على الحر، أو على غير الحر. (ج)
- (٥) قوله: "ولا تعقل . . . إلخ" فإن قلت: قد ذكر هذا في الديات، فلم أعاده ههنا، قلت: ذكر هناك كل أرش وجب بالإقرار والصلح، فهو في مال القاتل، وههنا قال: ولا تعقل ألزم بالصلح، أو باعتراف الجاني، فلا تكرار مع أن في هذا فائدة زائدة، لأنه ذكر التصديق ههنا بقوله: "إلا أن يصدقوه" فلم يذكره هناك . (الجوهرة) (7) وقد بناه.
- (٧) قوله: "كانت على عاقلته" يعنى على عاقلة الجانى، وما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة، لأنه يسلك به مسلك الأموال. (الجوهرة)
- (٨) قوله: "كتاب الحدود" والمناسبة بين الكتابين أن في الكتاب الأول ذكر الجناية على الغير، وذكر موجبه، وفي هذا الكتاب ذكر الجناية على نفسه، ولما كان الأول أهم قدم، والحدود جمع حد، وهو المنع لغة، ومنه سمى البواب حدادًا، لأنه يمنع اللخول، وكذا سمى حد الدار الذي تنتهى إليه حدا، لأنه يمنع من دخول ما حد إليه في البيع، فلما أريد بهذه العقوبة المنع من الفعل سمى ذلك حدا.
- وفى الشرع: وهو كل عقوبة مقدرة تستوفى حق الله تعالى، ولهذا لايسمى القصاص حدًا، وإن كان عقوبة، لأنه حق آدمى يملك إسقاطه والاعتياض عنه، وكذا التعزير لا يسمى حدًّا لعدم التقدير فيه. (الجوهرة والفاتح وغيرهما)
- (٩) قوله: "يثبت" المراد ثبوته عند الإمام، وصفة الزنا هو الوطء في فرج المرأة العارى عن نكاح، أو ملك، أو شبهتهما، ويتجاوز الختان الختان هذا هو الزنا الموجب للحد، وما سواه ليس بزناء، وإنما شرط مجاوز الختان، لأنه ما دونه ملامسة لايتعلق به أحكام الوطء من الغسل وفساد الحج وكفارة رمضان، (لجوهرة).

امرَأَة بِالزِنَا، فَسَأَلُهُمُ الْإِمَامُ (١) عَنِ الزِنَا (٢) مَا هُوَ؟ وكَيفَ هُوَ؟ وأينَ زَنَى ؟ ومَتَى زَنَى ؟ ومَنَى زَنَى ؟ ومَنَى زَنَى ؟ ومَنَى زَنَى ؟ ومَنَالَ زَنَى ؟ فإذَا بَيّنُوا ذَلِكَ، وقَالُوا: رَأْينَاهُ وَطِئْهَا فَى فَرجِهَا كَالَـمِيلِ (٢) فَى الْمُكحُلَة (١)، وسَأَلَ القَاضِى عَنهُم (٥)، فَعُد لُوا (٢) فَى السِرّ والعَلانيَة حُكمَ (٧) بشَهَا دَتهم .

والإقرَارُأن يُقرّ البَالِغُ العَاقِلُ عَلَى نَفسِه بِالزِنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَى أَرْبَعَةٍ مَجَالِسَ مِن مَجَالِسِ مِن الْمِقَرِّ ( ) مُجَالِسِ المُقِرِ ( ) مُجَالِسِ المُقِرِ ( ) مُجَالِسِ المُقِرِ ( ) مُجَالِسِ المُقِرِ ( ) مُخَالِسَ اللهُ القَاضِي عَنِ الزِنَا: مَاهُوَ ؟ وكيفَ هُو ؟ وأين زَنَى ؟ وبِمَن زَنَى ( ) ؟ فإذَا بين ذَلِكَ لَزِمَه الحدّ، فإن كَانَ الزّاني مُحصنًا ( ) رَجمَه بِالحِجَارَةِ حَتّى يَمُوتَ، يُحْرِجُه إلَى أَرضٍ فَضَاءِ ( ) تَبتَدِئ ( ) الشُهُودُ مُحصنًا ( ) أَرْضِ فَضَاءِ ( ) ) تَبتَدِئ ( ) الشُهُودُ اللهِ المُحْرِجُه إلَى أَرضٍ فَضَاءِ ( ) ) وَبِمَ المِحْرِدِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١٠) قوله: "تشهد أربعة . . . إلخ" لقوله تعالى: ﴿ فَاستَشْهِدُوا عَلَيهِنّ أَربَعَةٌ مَنكُم ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ فَاستَشْهِدُوا عَلَيهِنّ أَربَعَةُ مِنكُم ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ قُلْمَ لَمْ يَأْتُوا بِأَربِعَةَ يَشْهَدُونَ عَلَى صدق مقالتك » ، كذا في "الهداية" .

<sup>(</sup>١) لأنه عليه السلام استفسر ماعزًا عن الكيفية، وعن المزنية، رواه أبو داود.

<sup>(</sup>٢) قوله: "عن الزنا" ما هو احتراز عن الغلط في الماهية، وكيف هو احتراز عن الغلط في الكيفية وأين زني، احتراز عنه في المكان، ومتى زني احتراز عنه في الزمان، وبمن زني احتراز في المفعول به، كذا في "العناية".

<sup>(</sup>٣) أو كالقلم في المحبرة، أو كالرشاء في البئر صح. (ج)

<sup>(</sup>٤) وعاء الكحل، بهندي سرمه داني.

<sup>(</sup>٥) أي عن أحوال الشهود.

<sup>(</sup>٦) قوله: "فعدلوا" صورة التعديل في السران يبعث القاضى بأسماء الشهود إلى العدل بكتاب فيه أسماءهم وأنسابهم ومحالهم وسوقهم حتى يعرف العدل ذلك، فيكتب تحت اسم من كان عدلا عدل جائز الشهادة، ومن لم يكن عدلا، فلا يكتب تحت اسمه شيئًا، أو يكتب الله يعلم، وصورة التعديل في العلانية أن يجمع بين العدل والشاهد، فيقول: العدل هذا هو الذي عدلته، كذا في "العيني".

<sup>(</sup>٧) جزاء لـ [ذا بينوا .

 <sup>(</sup>٨) كما أقر ماعز رضى الله عنه في أربعة مجالس أربع مرات ورسول الله ﷺ يرده، فأخذ في آخر الإقرارات.

<sup>(</sup>٩) قوله: "رده. . . النخ" يعنى أنه لايؤخذ بإقراره حتى يقر أربع مرات فى مجالس مختلفة كلما أقر رده حتى يتوارى منه، وينبغى للقاضى أن يزجره على الإقرار، ويظهر له كراهة ذلك، ويأمره بتنجيه عنه، فإن عاد ثانيًا فعل به كذلك، فإن عاد ثالثًا فكذلك، فإن أقر أربع مرات فى مجلس واحد، فهو بمنزلة إقرار واحد، وإن أقر بالزنا ثم رجع صح رجوعه، كذا فى "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>١٠) ولم يذكر الشيخ متى زنى؛ لأن تقادم الزمان لا يمنع من قبول الإقرار. (ج)

<sup>(</sup>١١) سيأتي تفسير الإحصان في المتن.

برَجمه، ثُمَّ الإمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، فإن امتَنَعَ الشُهُودُ مِن الابتداء سَقَطَ الحَدَّ، وإن كَانَ الزَانِي مُقرّا، ابتَدَ الإمَامُ (۱)، ثُمَّ النَّاسُ، ويُغسَلُ، ويُكفّنُ، ويُصلّى عَليه (۲)، وإن لَم يَكُن مُحصَنًا، وكَانَ حُرّا، فحَده مائَةُ جَلدَة، يَأْمُرُ الإمَامُ بِضَربِه بسَوط لاثَمَرَةً لَه (۲) ضَربًا مُتَوسَطًا يُنزَعُ عَنهُ وكَانَ حُرّا، فحَدة مائَةُ جَلدَة، يَأْمُرُ الإمَامُ بِضَربِه بسَوط لاثَمَرَةً لَه (۲) ضَربًا مُتَوسَطًا يُنزَعُ عَنهُ ثِيابُه (٤)، ويُفرّقُ الضَربُ عَلَى أعضَاءه إلا رأسَهُ (٥) ووَجهه وفَرجَه (١)، وإن كَانَ عَبدًا جَلدَه خَمسينَ (٧) كَذَ لِكَ (٨)، فإن رَجَعَ المُقرّعَن إقرَادِه قبلَ إقَامَة الحَدِّعَليه، أو في وَسَطِه قُبلَ رُجُوعُه (٩)، وخُلِّي سَبِيلُه، ويُستَحَب للإمَام (١) أن يُلقّنَ المُقِرِّ الرُجُوعَ، ويَقُولُ له: لَعَلْك رُجُوعُه (٩)، وخُلِّي سَبِيلُه، ويُستَحَب للإمَام (١) أن يُلقّنَ المُقِرِّ الرُجُوعَ، ويَقُولُ له: لَعَلْك

- (١) لأنه ﷺ رمى الغامدية بحصاة مثل الحمصة، فقال: ارموا واتّقوا الوجه، وكانت اعترفت بالزنا. (ج)
  - (٢) لأنه قتل بحق، فلا يسقط الغسل، وقد صلى النبي عليه السلام على الغامدية. (ج)
- (٣) قوله: "بسوط لا ثمرة له [أى لا شوك ولا عقد ولا شماريخ ؟ لأن عليًا لما أراد أن يقيم الحد، كسر ثمرته]" وثمرة السوط مستعارة من ثمرة الشجر، وهى ذنبه وطرفه وعذبته، والمشهور فى الكتب لا ثمرة له أى لا عقدة له، لأن كل ضربة بها تصير ضربتين، وإن كان للرجل الذى وجب عليه الحد ضعيف الخلقة، فخيف عليه الهلاك، إذا ضرب بجلد جلدًا خفيفًا مقدار ما يتحمله. (العينى وملا مسكين)
  - (٤) يعنى ما خلا الإزار؛ لأن الثياب تمنع وصول الألم إليه. (ج)
  - (٥) قوله: "إلا رأسه" لقوله عليه السلام للجلاد: «اتق الوجه والرأس والمذاكير»، كذا في "الجوهرة".
- (٦) أي لا يضرب رأسه ووجهه وفرجه ؛ لأن الفرج مقتل، والرأس مجمع الحواس، والوجه معظم. (ج)
- (٧) قوله: "خمسين" لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيهِن نِصفُ مَا عَلَى الْمُحصَنَاتِ﴾ -أى الحراثر من العذاب أى الحد- نزلت في الإماء.
- (٨) قوله: "كذلك" أي على الصفة التي جلد عليها الحر من نزع ثيابه، واتقاء وجهه ورأسه وفرجه.
   (الجوهرة)
  - (٩) لوجود الشبهة، والحدود تندرئ بالشبهات كما هو المشهور.
- (١٠) قوله: "ويستحب للإمام. . . إلخ" لأنه عليه السلام قال لماعز رضى الله عنه: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت، قال: لا يا رسول الله! قال: أنكتها ولا تكنى، قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه، رواه البخارى وأحمد وأبو داود، فإن قيل: إنما عرض النبى على ماعز الرجوع؛ لأنه راب في عقله، لأنه كان قد جاء متغير اللون إلا أنه لما أصر على الإقرار، ودام على نهج العقلاء قبل ذلك الإقرار منه رضى الله عنه، ثم أزال شبهته بالسؤال، فقال: أبك جنون؟ قلنا: مجيئه متغيرًا دليل التوبة، والخوف من الله لا دليل الجنون، وإنما قال: أبك جهل أبك جنون تلقينًا لماعز لما يدرأ الحد، وقد روى أن أبا بكر رضى الله قال لماعز بعد المرة الثالثة: إن أقررت

<sup>(</sup>١٢) فارغة واسعة؛ لأنه أمكن برجمه.

<sup>(</sup>١٣) قوله: "تبتدئ" يعنى إذا ثبت الزنا بالبينة بدأ بهم امتحانًا لهم، فربما استعظموا القتل فرجعوا عن الشهادة، وقوله: «ثم الإمام» استظهارًا في حقه، فربما يرى في الشهادة ما يوجب درء الحد. (الجوهرة النيرة)

لَمَستَ أَو قَبَّلتَ، والرَجُلُ والمَسرأة في ذَلِكَ (١) سَوَاءٌ (١) غَيرَ أَن المَسرأة لا تُنزَعُ (١) عَنهَا ثِيَابُهَا إلا الفَروَ والحَشوَ (٤) وإن حَفَر لَهَا في الرَجمِ جَازَ (٥) ولا يُقيمُ المَولَى الحَدّ عَلَى عَبده وأَمَتِه إلا بِإذن الإمَام (١) وإن رَجَعَ أَحَدُ الشُهُود بَعدَ الحُكم قبلَ الرَجم ضُربُوا الحَدّ (١) وسَقَطَ الرّجمُ عَنِ المَشهُود عَلَيه، وإن رَجَع بَعدَ الرَجم حُدّ الرَاجعُ وَحدَه، وضَمِنَ رُبعَ الدية (٨) وإن نَقَص عَدَدُ الشُهُود عَن أربَعَة، حُدّ وا جَمِيعًا (١).

الرابعة رجمناك، فثبت أن هذا العدد كان ظاهرًا عندهم. (العيني والمستخلص)

- (٤) لأنهما تمتعان، وصول الألم إليها. (الفاتح)
- (٥) قوله: "جاز" لأن النبي عليه السلام حفر للغامدية إلى ثديها، والحفر لها أحسن، لأنه أستر لها، ويحفر لها إلى الصدر، ولا يحفر للرجل، لأن النبي عليه السلام لم يحفر لماعز، كذا في "الجوهرة".
- (٦) قوله: "إلا بإذن الإمام" لقوله عليه السلام: «أربعة إلى الولاة الجمعة والفيء والحدود والصدقات»، ولأن المولى لا يلى ذلك على نفسه، فلا يليه على عبده، أما التعزير، فله أن يقيمه على عبده، لأنه حق العبد. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "ضربوا الحد [لقوله تعالى: ﴿وَالذينَ يَرمُونَ الْمُحصَنَاتِ ثُمَ لَم يَأْتُوا بِأَربَعَة شُهَدَاء فَاجلِدُوهُم نَمانِينَ جَلدَةً﴾ الآية. (الفاتح)] هذا قولهما، وقال محمد: يحد الراجع وحده، لأن الشهادة قد صحت بحكم الحاكم، وتأكدت بالقضاء، فلا ينفسخ إلا في حق الراجع، ولهما أن الإمضاء من القضاء، فصار كما إذا رجع واحد قبل القضاء، ولهذا يسقط الحد عن المشهود عليه، ولو رجع أحدهم قبل المحكم حدوا جميعًا، فكذا هذا، وإنما يسقط الحد عن المشهود عليه في قولهم: "جميعًا" لأن الشهادة لم تكمل في حقه فسقطت، كذا المجودة النيرة".
  - (٨) قوله: "وإن رجع بعد الرجم حد الراجع وحده" وضمن ربع الدية إما الضمانة فلأن الباقى ثلاثة أرباع نصاب الشهادة، والاعتبار للباقى، فيكون التلف بشهادة الراجع ربع الحق. وقال الشافعى: يجب قتله لكونه سببًا لقتل المسلم، وأما الحد: فمذهب علماءنا الثلاثة لانقلاب شهادته بالرجوع قذفًا، وقال زفر: لايحد، لأنه إن كان قاذف حيى فقد سقط بالموت، لأنه لايورث، وإن كان قاذف ميت، فهو مرجوم بحكم القاضى، وذلك يورث الشبهة. قلنا: إنه قاذف ميت، لأن شهادته بالرجوع انقلبت قذفًا، فصار قاذفًا بعد الموت، ومن قذف ميتًا يلزم الحد، ولم يبق مرجومًا بحكم القاضى لانفساخ الحكم بانفساخ الحجة في حقه، لأن زعمه معتبر في حقه، وكلما رجع واحد حد، وضمن ربع الدية، لأن تلف النفس بشهادتهم، فيضمنون. (مستخلص الحقائق وفتح المعين)

<sup>(</sup>١) يعني في الحد وقبول الرجوع.

<sup>(</sup>٢) لأن النصوص تشملهما.

<sup>(</sup>٣) قـولـه: "لا تنزع . . . إلىخ" لأن في تجريدها كشف عورتها ، وتضرب جالسة ، لأنه أستر لها . (الجوهرة)

<sup>(</sup>٩) لأنهم قذفة.

مختصر القدورى كتاب الحدود وإحصانُ الرَجم أَن يَكُونَ حُرًّا (١) بَالِغًا (٢) عَاقِلا (٣) مُسلِمًا (١) قَد تَزَوَّجَ امرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا (٥)، و دَخَلَ بِهَا (١)، وهُمَا عَلَى صِفَةِ إحصَانِ، ولا يُجمَعُ (٧) في المُحصِنِ بَينَ الجَلدِ والرَجم، ولا يُجمَعُ في البِكرِ بَينَ الجَلدِ والنَفي (^) إلا أن يَرَى الإمَامُ ذَلِكَ مَصلَحَةً، فيُغرِبُه عَلَى قَدرمَا يَرَى (١).

وإذَا زَنَى المريضُ وحَدّه الرَجمُ رُجمَ (١٠)، وإن كَانَ حَدّه الجَلدَ لَم يَجلد حَتّى يَبرأ (١١)، فإذَا زَنَت الْحَاملُ لَم تُحَدّ حَتّى تَضَعَ حَملَهَا (١٢)، وإن كَانَ حَدّهَا الجلدَ فحَتّى تَتَعَلّى (١٣) مِن

- (١) احترز به عن العبد.
- (٢) احترز به عن الصبي.
- (٣) احترز به عن المجنون.
- (٤) احترز به عن الكافر.
- (٥) احترز به عن النكاح الفاسد.

(٦) قوله: "دخل بها [لأن بدون الدخول لا يصير محصنًا]" وهما على صفة الإحصان، معناه هما حالة الدخول على صفة الإحصان، لأنه لو دخل بالمنكوحة المملوكة أو الكافرة أو المجنونة أو الصبية لايكون محصنًا لعدم تكامل النعمة؛ إذ الطبع يتنفر عن صحبة المجنونة، وقل ما يرغب في الصبية لقلة رغبتها، وكذا بالمملوكة حذرًا عن رق الولد، وكذا تقل الألفة مع اختلاف الدين في الكافرة خلافًا لأبي يوسف، والأصل في هذا أن كفران النعمة يتغلظ عند تكاملها وتكثرها، فهذه الأشياء من جلائل النعم، فتكون مزجرة عن الزنا، فعند ارتكابه مع وجود هذه النعم يجب قتله، وكذا لو كان الزوج عبدًا، أو صبيًا، أو مجنونًا، أو كافرًا، وهي حرة مسلمة عاقلة بالغة لم تكن محصنة، ثم المعتبر في الوطء الإيلاج على وجه يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. (رمز الحقائق ومستخلص الحقائق)

- (٧) قوله: "ولايجمع" لأنه عليه السلام لم يجمع لا في ماعز، ولا في الغامدية، كذا في "العناية".
- (٨) قوله: "ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي" وقال الشافعي: يجمع بينهما لقوله عليه السلام: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة»، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، وبه قال مالك وأحمد، ولنا أن النص جعل الجلد مائة، والزيادة على مطلق النص نسخ، وما رواه منسوخ، ولأن في التغريب تعريضًا لها على الفساد، ولهذا قال على رضي الله عنه: كفي بالنفي فتنة، وعمر رضي الله عنه نفي شخصًا، فارتد ولحق بدار الحرب، فحلف أن لا ينفي بعده أبدًا، وبهذا عرف أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد، لأن مثل عمررضي الله عنه لا يحلف أن لا يقيم الحد، كذا في "رمز الحقائق".
  - (٩) أي على طريق التعزير، لا على طريق الحد. (ج)
  - (١٠) لأن الإتلاف مستحق عليه، فلا معنى للامتناع بسبب المرض. (ج)
- (١١) كي لايفضي إلى الهلاك، وهو غير مستحق عليه، ولهذا إذا كان الحر شديدًا، أو البرد شديدًا انتظر به زوال ذلك.
  - (١٢) كي لا يؤدي إلى هلاك الولد، وهو نفس محترمة. (ج)

نفَاسهَا، وإذَا شَهِدَ الشُهُودُ بِحَدَّمُ تَقَادِم، لَم يَمنَعهُم عَن إقَامَتِه بُعدُهُم عَن الإَمَام، لَم تُقبَل شَهَادَتُهُم (') إلا في حَدَّ القَذ ف (') خَاصَّةً، ومَن وَطِئ امرَأةً أَجنبيةً في مَا دُونَ الفَرج عُزَرَ (')، ولا حَدَّ عَلَى مَن وَطِئ جَارِيةً وَلَده (') أو وَلَد وَلَده، وإن قَالَ: عَلِمتُ أَنَّهَا عَلَى حَرَامٌ، وإذَا وَطِئ جَارِيةً أَو وَطِئ الْعَبدُ جَارِيةً مَولاهُ، وقَالَ: عَلِمتُ أَنَّهَا عَلَى حَرَامٌ مَرَامٌ وَطِئ حَرَامٌ مَرَامٌ مَرَامٌ مَرَامٌ مَرَامٌ مَرَامٌ اللهَ عَلَى حَرَامٌ اللهَ عَلَى حَرَامٌ مَرَامٌ اللهَ عَلَى عَرَامٌ اللهَ عَلَى عَلَى عَرَامٌ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى عَرَامٌ اللهَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَرَامٌ اللهَ عَلَى عَرَامٌ اللهَ اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَى عَرَامٌ اللهُ عَلَى عَرَامٌ اللهُ عَلَى عَرَامٌ اللهُ عَلَى عَرَامٌ اللهُ عَلَى عَلَى عَرَامٌ اللهَ عَلَى عَلَى عَرَامٌ عَلَى عَلَى عَرَامٌ اللهُ عَلَى عَلَى عَرَامٌ اللهُ عَلَى عَرَامٌ اللهُ عَلَى عَرَامٌ اللهُ عَلَى عَرَامٌ اللهُ عَلَى عَلَالًا عَلَى عَلَى الْعَلَى عَرَامٌ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَالَاعُلَى عَلَى عَلَى

(١٣) قوله: "تتعلا" وفي بعض النسخ تتعالى، وهو سهو، والصواب تتعلا، أي ترتفع يريد به تخرج منه، لأن النفاس نوع مرض، كذا في "الجوهرة".

(۱) قوله: "لم تقبل شهادتهم [لأن تأخيرهم إن كان للستر، فالإقدام على الشهادة بعده لا يكون إلا عن عداوة، وإن كان لا للستر، فصاروا فاسقين. (الفاتح)]" أي إذا شهد الشهود بحد متقادم، ولم يمنعهم عن الشهادة على الفور لبعدهم عن الإمام، أو مرضهم، أو خوف الطريق لم تقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة، والأصل في هذا أن الحدود الخالصة حق الله تعالى تبطل بالتقادم عندنا، وعند الشافعي: لا تبطل كحقوق العباد، وبه قال مالك وأحمد. ولنا قول عمر رضى الله عنه: أيما قوم شهدوا في حد لم يشهدوا به عند حضرته، فإنما هم شهود ضغن، ولا شهادة للمتهم، ولأن الشاهد متى عاين الزنا ونحوه فهو مخير بين أجرين: أجر أداء الشهادة ليقام الحد، فيحصل الانزجار، قال الله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الشّهَادَةَ للله ﴾ وأجر الستر على المسلم، قال رسول الله الأداء بعد ذلك لضغينة حركتهم فيتهمون، ولا شهادة للمتهم، وإن كان لا للستر صاروا آثمين، فاسقين بالتأخير، لأن أداء الشهادة من الواجبات، وتأخيرها فسق إلا أن يكون التأخير لمرض ونحوه، فتقبل إجماعًا، ثم حد التقادم شهر روى ذلك عن أبي يوسف ومحمد، وقيل: ستة أشهر، وإليه أشار الطحاوى، وعن أبي حنيفة: أنه مفوض الى رأى القاضى، والأول أصح. (رمز الحقائق وفتح المعين)

(٢) قوله: "إلا في حد القذف" لأنه لا يمنع فيه التقادم، لأن فيه حق العبد، والتقادم غير مانع في حقوق العباد، ولهذا لم يقع الرجوع عنه بعد الإقرار، كذا في "رمز الحقائق".

(٣) لأنه أتى منكراً. (ج)

(٤) قوله: "ولا حد. . . إلخ" لأن الشبهة فيه حكمية، وهي نشأت على دليل قال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»، واعلم أن الشبهة نوعان في المحل، وتسمى شبهة حكمية وشبهة في الفعل، وتسمى شبهة اشتباه.

فالشبهة في المحل في ستة مواضع: جارية ابنه والمطلقة بائنًا بالكنايات، والمبيعة في حق البائع قبل التسليم والممهورة في حق المرتهن في رواية كتاب الممهورة في حق المرتهن في رواية كتاب الرهن، ففي هذه المواضع لايجب الحد. وإن قال: علمت أنها على حرام يجب المهر، ويثبت النسب إذا ادعاه، ويشترط تصديق المالك إذا كان المدعى جدًا مع وجود الأب، ولا يجب الحد على قاذف هؤلاء.

وأما الشبهة في الفعل: ففي ثمانية مواضع: جارية أبيه، وأمه، وزوجته، والمطلقة ثلاثًا وهي في العدة، أو كان بالطلاق على مال في العدة، وأم الولد إذا أعتقها وهي في العدة، وجارية المولى في حق العبد والجارية المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود، وهو الأصح، كذا في "الهداية".

والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن، ففي هذه المواضع لا حد عليه إذا قال: ظننته أنها تحل لي، وإن قال: علمت أنها حرام حدّ، ثم في كل موضع كانت الشبهة في الفعل لا يثبت نسب الولد منه وإن ادعاه، وفي كل موضع كانت الشبهة في المحل يثبت النسب منه إذا ادعاه، كذا في "الجوهرة النيّرة".

حُدًّ(١)، وإن قَالَ: ظَنَنتُ أَنَّهَا تَحلّ لي لَم يُحَدّ (٢)، ومَن وَطئَ جَارِيَةَ أَحيه أو عَمّه، وقَالَ: ظَننتُ أنَّهَا عَلَى حَلالٌ (٢) حُد (١)، ومَن زَفّت إلَيه غَيرُ امرأته (٥)، وقَالَت النساءُ: إنَّهَا زَوَّجتُكَ فوطئهَا، فلا حَد عَلَيه (1)، وعَلَيه المهرُ، ومَن وَجَدَ امرَأَةً عَلَى فرَاشه، فوَطئَهَا (٧)، فعلَيه الحَد (١٠)، ومَن تَزَوَّجَ امرَأَةً لا يَحلَّ لَه نكَاحُهَا، فوطئهَا لَم يَجب عَلَيه الحَدُّ(؟)، ومَن أتَى امرَأَةً في الموضع المكرُوه (١٠)، أو عَملَ عَمَلَ قَوم لُوط، فلا حَد عَلَيه عندَ أبى حنيفة رَحمَهُ اللهُ، ويُعَزَّرُ.

وقَالا رَحمَهُمَا اللهُ: هُوَ كالزنا فيُحَدُّ (١١)، ومَن وَطئ بَهيمَةً، فلا حَدَّ عَلَيهِ (١١)، ومَن زَنَى

(٢) قوله: "لم يحد" لأن ظنه استند إلى ظاهر، لأن له تبسطا في مال أبويه وزوجته، وكذا العبد في مال مولاه يأكل منه عند حاجته، فجاز أن يشتبه عليه الاستمتاع، فكان شبهة اشتباه إلا أنه زني حقيقة، فلا يحد قاذفه، وكذا إذا قالت الجارية: ظننت أنه يحل لي، والفحل لم يدع الحل؛ لأن الفعل واحد، فأيهما قال: ظننت الحلة لي، درئ عنهما الحدحتي يقرا جميعًا أنهما قد علما أن ذلك حرام عليهما. (الجوهرة)

- (٣) وفي بعض النسخ: تحل لي.
- (٤) قوله: "حد" لأنه لا انبساط بينهما في المال، وكذا سائر المحارم سوى الأولاد.
- (٥) قوله: "ومن زفت . . . إلخ" هذا من باب الشبهة في المحل، لأن الفعل صدر منه بناء على دليل أطلق الشرع له العمل، وهو الإخبار بأنها امرأته، فجعل الملك كالثابت لدفع ضرر الغرور، كذا في "العناية".
- (٦) قوله: "فلا حد عليه" لأنه اعتمد دليلا، وهو الأخبار في موضع الاشتباه إذ الإنسان لا يميزبين امرأته، وبين غيرها في أول الوهلة، فصار كالمغرور، كذا في "الهداية".
  - (v) لأن وجود المرأة في بيته، وعلى فراشه ليس بشبهة
    - (٨) لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة. (ج).
  - (٩) عند أبي حنيفة لكنه يضرب ضربًا تعزيرًا، وقالا: عليه الحدإذا كان عالمًا بذلك. (ج)
    - (١٠) أي الدير .

(١١) قوله: "فيحد" حدالزنا، فيرجم إن كان محصنًا، ويجلد إن لم يكن، لأنه ملحق بالزنا في المعنى إذ اللواطة قضاء الشهوة في محل مشتهي على سبيل الكمال على وجه تمحض حرامًا، وبه قالت الثلاثةو عنهم يرجم لقول ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول"، رواه أحمد وأبو داود، ولأبي حنيفة أن الصحابة قد اختلف في حكم اللواطة، قال بعضهم: يحرق بالنار .

وقال بعضهم: يهدم عليه الجدار، وقال بعضهم: ينكس من موضع مرتفع ويتبع بالأحجار، فلو كانت مساوية للزنا لما اختلفوا إذ لا يظن بهم الاختلاف في المنصوص عليه، فيعزر بأمثال هذه الأمور والرأي إلى الإمام، وليست هي في معنى الزنا، لأنه ليس فيها إضاعة الولد، واشتباه الأنساب وإفساد الفراش، لأنه نادر وقوعًا لانعدام الداعي في أحد الجانبين، والداعي إلى الزنا من الجانبين، وما رووه فمحمول على السياسية إو على المستحل. (رمز الحقائق والمستحلص)

<sup>(</sup>١) لأنه لا شبهة لهما في حرمة الموطوءة.

# فى دَارِ الْحَرِبِ، أو فى دَارِ البَغيِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَينَا لَم يَقُم عَلَيهِ (١) الحَدَّ (٢). بَابُ حَدَّ الشُرِبِ (٣)

ومَن شَرِبَ الخَمرَ (٤) ، فأخِذَ و (٥) رِيحُهَا مَوجُودَةٌ (١) ، فشَهِدَ الشُهُودُ عَلَيه بِذَ لِكَ (٧) ، أو أقّر وريحُهَا مَوجُودَةٌ ، فعَلَيه المحدد (٨) ، وإن أقَر بعد ذهاب رَائِحتها لَم يُحَد (٩) ، ومَن سَكَرَ مِن النّبِيذِ (١٠) حُد ، ولا حَد عَلَى مَن وُجِدَ مِنهُ رَائِحَةُ الْخَمرِ ، أو مَن تَقَيّا هَا (١١) ، ولا يُحَد السَكرَانُ

(۱۲) قوله: "فلا حد عليه "لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية لوجود الداعي بأن الطبع السليم يتنفر عنه، والحامل عليه غاية السفه، أو فرط الشوق، فلا يجب عليه الحد، ولكنه يعزر بالإجماع، وعن الثلاثة يحد، ثم إن كانت الدابة مما لا يؤكل لحمها تذبح وتحرق، وإن كانت مما تؤكل تذبح وتؤكل عند أبي حنيفة، وقالا: تحرق هذه أيضاً هذا إذا كانت البهيمة للفاعل، ولو كانت لغيره ضمن الفاعل قيمتها لصاحبها ثم تذبح. وعن الشافعي: لو كانت مما يؤكل تذبح وعليه قيمتها لو لغيره، ويأكل منها غيره لا هو، وعن مالك: يأكل هو منها أيضاً، وعنه لا تذبح بحال سواء كانت له أو لغيره. وعن أحمد: لايأكل هو لا غيره، ثم إن الإحراق ليس بواجب عندنا، وإنما يفعل لقطع المتحدث إذا كانت البهيمة باقية، ولما روى عن على "كرم الله وجهه" أنه أمر بذبح هذه البهيمة وحرقها بعد ذبحها. (رمز الحقائق والمستخلص)

- (١) لأنه لا يدللإمام عليه حال وجوده، فلا يؤخذ بيد حادثة بعد ذلك. (الفاتح)
- (٢) لقوله ﷺ: «لا يقام الحدود في دار الحرب» انتهى، و كذا الحكم في البغاة. (العيني ومص)
- (٣) قوله: "باب حد الشرب" أخره عن الزنا، لأن الزنا أقبح منه وأغلظ عقوبة، وقدمه على حد القذف لتيقن الجريمة في الشارب لا القاذف لاحتمال صدقه، وتأخير حد السرقة، لأنه لصيانة الأموال التابعة للنفوس، كذا في "البحر".
  - (٤) قوله: "الخمر" هو النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، كذا في "رمز الحقائق".
    - (٥) حالية.
    - (٦) معه، أو جاؤوا به سكران. (ج)
- (٧) إنما شرط وجود ريحها معه وقت الشهادة؛ لأن من شهد على رجل بزناء متقادم، أو شرب خمر متقادم، أو سرقة قديمة، لم تقبل الشهادة. (ج)
- (٨) قوله: "فعليه الحد" لأن جناية الشرب قد ظهرت، ولم يتقادم العهد، والأصل فيه أي وجوب الحد قوله عليه السلام: «ومن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه»، كذا في "الهداية".
- (٩) قوله: "لم يحد" هذا عندهما، وقال محمد: يحد، وكذلك إذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها، كذا في "الهداية" و "الجوهرة النيرة".
- (١٠) قوله: "ومن سكر . . . إلخ" إنما شرط السكر ؛ لأن شربه من غير سكر لا يوجب الحد بخلاف الخمر ، فإن الحد يجب بشرب قليلها من غير اشتراط السكر ، كذا في " الجوهرة" .
- (١١) قوله: "ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر، أو تقيأها" لأن ذلك لا يدل على شربها باختياره لجواز أن يكون أكره، أو شربها في حال العطش مضطرًا لعدم الماء، فلا يحدّ مع الشك. (الجوهرة)

حَتَّى يُعَلَمُ (') أَنَّه سَكَرَمِن النَبِيذِ وشَرِبَه طَوعًا، ولا يُحَدَّحَتَّى يَزُولَ عَنهُ السُكرُ، وحَدَّ الخَمرِ والسُكرِ ('') في الحُرَّ ثَمَانُونَ سَوطًا ('') يُفَرَّقُ عَلَى بَدَنِه ('') كَمَا ذَكَرِنَا في الزِنَا، فإن كَانَ عَبدًا، فَحَدَّهُ أَربَعُونَ (') ومَن أَقَرَّبِشُربِ الخَمرِ والسُكرِ، ثُمَّ رَجَعَ لَم يَحَدّ، ويَثبُتُ الشَّربُ بشَهَادَة شَاهِدَينِ ('') أو بإقرَارِه ('') مَرةً وَاحِدةً ('') ولا يُقبَلُ فيه شَهَادَةُ النِسَاء مَعَ الرِجَالِ ('') مَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

# إِذَا قَذَ فَ الرَجُلُ رَجُلًا مُحصنًا، أو امرَأَةً مُحصَنَةً بِصَرِيحِ الزِنَا، وطَالَبَ الـمَقذُوف

(١) قوله: "ولايحد السكران [ليحصل الانزجار . (ج)] حتى يعلم . . . إلخ الأنه يحتمل أنه سكر من غير النبيذ كالبنج ولبن الرماك -والرماك أناث الفروس - أو شرب النبيذ مكرهاً ، فلا يحد بالشك . (الجوهرة)

(٢) قوله: "والسكر" يجوز في السكر ضم السين وفتحها مع سكون الكاف وبفتح السين وتحريك الكاف، فإذا قال: بفتحتين يكون العصير، وإن قال: بالسكون وضم السين يكون حد الخمر بمجرد الشرب، وحد سائر الأشربة بعد حصول السكر، والشيخ رحمه الله مال إلى السكون والضم، كذا في "الجوهرة النيّرة".

(٣) قوله: "ثمانون سوطًا" وهذا عندنا، وقال الشافعي وأحمد: أربعون سوطًا؛ لما روى عن أنس أن النبي عَيْقُ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وضرب أبو بكر أربعين، وبه قال أحمد في رواية، ولنا قول على: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفترى ثمانون جلدة، رواه الدار قطني ومالك بمعناه عليه إجماع الصحابة، وما رواه كان بجريدتين والنعلين، فكأن كل ضربة بضربتين، فكان حجة لنا، والذي يدلك على هذا قول أبى سعيد جلد على عهد رسول الله عنى في الخمر بنعلين، فلما كان في زمن عمر رضى الله عنه جعل بدل كل نعل سوطًا، رواه أحمد، وفي الصحيح أن عثمان رضى الله عنه أمر عليا أن يجلد الوليد ثمانين. (العيني)

- (٤) لأن تكرار الضرب في موضع واحد قد يقتضي إلى التلف. (العيني)
- (٥) قوله: "فحده أربعون [لأن الرق منصف على ما عرف. (ج)]" أى حد السكر، وحد شرب الخمر فى حق العبد أربعون سوطًا؛ لرواية "الموطأ": أن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم جلدوا عبيدهم نصف الحدفى الخمر، ولأن الرق منصف، كما مر مرارًا. (رمز الحقائق ومستخلص الحقائق)
  - (٦) لأنه ليس كالزنا .
    - (٧) يتبت .
  - (٨) وعن أبي يوسف: يشترط الإقرار مرتين.
- (٩) قوله: "ولا يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال" لأنه حد، ولا مدخل لشهادة النساء في الحدود،
   ولأن فيه شبهة البذلية والضلال والنسيان.

(١٠) قوله: "القذف" وهو في اللغة: الرمى مطلقًا، ومنه القذافة للمقلاع، وفي القاموس: التقاذف الترامى، وفي الشرع: رمى مخصوص، وهو الرمى بالزنا صريحًا، وهو القذف الموجب للحد، وشرطه إحصان المقذوف وعجز القاذف عن إثباته بالبينة، ولو قال لى: بينة حاضرة في المصر أمهله القاضي إلى آخر المجلس، وعن أبي يوسف: أنه يؤخره إلى المجلس الثاني، كذا في "رمز الحقائق".

بالحَدَّ حَدَّه الحَاكِمُ ثَمَانِينَ سَوطًا (١) إِن كَانَ حُرَّا، يُفرَّقُ عَلَى أعضَاءه (٢) ولا يُجَرَّدُ مِن ثِيَابِه غَيرَ أَنّه يُنزَعُ عَنهُ الفَروُ والحَشوُ (٣) وإن كَانَ عَبدًا، جَلَدَه أربَعينَ سَوطًا (٤) .

والإحصانُ أن يَكُونَ المَقدُوفُ حُرّا (°) بَالِغًا عَاقِلا مُسلمًا عَفِيفًا (٢) عَن فِعلِ الزِنَا، وَمَن نَفَى نَسَبَ غَيرِهِ، فقَالَ: لَستَ لأبِيكَ، أو يَا ابنَ الزَانِيَةِ، وأُمّه مُحصَنَةٌ مَيتَةً، فطالَبَ الابنُ بِحَدّها حُدّ القَاذِفُ (٧) ولا يُطَالَبُ بِحَدّ القَذِف للمَيّتِ، إلا مَن يَقَعُ القَدحُ في نَسَبِه بقَذ فه (٨) وإذَا كَانَ المَقَذُوفُ مُحصَنًا، جَازَ لابنِه الكَافِرِ والعَبد (١) أن يُطَالبَ بالحَدّ، وليسَ للعَبد (١) أن يُطَالِبَ مَولاهُ بِقَذ فِ أُمّه الحُرّةِ، وإن أَقرّ بالقَذ فِ، ثُمّ رَجَعَ لَم يُقبَل رُجُوعُه (١) للعَبد (١)

<sup>(</sup>١) قوله: "حده الحاكم... إلخ "لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرمُونَ الْمُحصَنَاتِ ﴾ إلى أن قال: ﴿ فَاجلِدُوهُم تَمَانِينَ جَلدَةً ﴾ الآية، والمراد بالرمى الزنا بالإجماع، وفي النص إشارة إليه، وهو اشتراط أربعة شهداء إذ هو مختص بالزنا، ومطالبة المقذوف؛ لأن فيه حقه من حيث دفع العار وإحصان المقذوف لما تلونا، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٢) لما قلنا .

<sup>(</sup>٣) لأنهما بمنعان الألم، فلا يحصل المقصود عدم النزاع.

<sup>(</sup>٤) لأن حد العبد على النصف من حد الأحرار، والمراد بالآية الأحرار لا العبيد، فلا يستويان.

<sup>(</sup>٥) قوله: "حراً... إلخ" أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان، قال الله تعالى: ﴿فعَليهن -أى على الإماء- نصف مَا على المحصنَات مِن العَذَابِ﴾ أى الحرائر والعقل والبلوغ، لأن العار لايلحق بالصبى والمجنون لعدم تحقق فعل الزنا منهما، والإسلام لقوله عليه السلام: «من شرك بالله فليس بمحصن»، والعفة لأن غير العفيف لايلحقه العار، وكذا القاذف صادق فيه أى في قذف غير العفيف، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٦) قوله: "عفيفًا" العفيف: هو الذي لم يكن وطئ امرأة بالزنا، ولا بالشبهة، ولا بنكاح فاسد في عمره، فإن وجد منه ذلك في عمره مرة واحدة لا يكون محصنًا، ولا يحد قاذفه، كذا في "الجوهرة النيّرة".

 <sup>(</sup>٧) قوله: "حد القاذف" وهذا إذا كانت أمه حرة مسلمة، لأنه في الحقيقة قذف لأمه، لأن النسب إنما
 ينفي عن الزاني لا عن غيره، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٨) قوله: "إلا من يقع القدح. . . إلخ" وهو الولد والوالد، لأن العار يلحق لمكان الحرية، كذا في الجوهرة".

<sup>(</sup>٩) قوله: "جاز لابنه الكافر والعبد. . . إلخ" وقال زفر: ليس لهما ذلك، لأن القذف يتناولهما الرجوع العار إليهما، ولنا أنه غيره بقذف محصن، فيجب عليه الحد، ولو كان المقذوف ميتة نصرانية أو أمة، ولهما ولد مسلم لم يكن على قاذفها حد، لأنه لم يقذف محصنة . (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>١٠) قوله: "وليس للعبد. . . إلخ" لأنه لا يملك مطالبة مولاه بحد القذف لنفسه، فلا يملكه لأمه، ولأنَّ العبد لا يستحق على مولاه عقوبة . (الجوهرة والفاتح)

ومَن قَالَ لَعَرَبِيّ: يَا نَبَطِي لَم يُحَدّ (۱) ومَن قَالَ لَرَجُلٍ: يَا ابنَ مَاءِ السَمَاءِ، فليسَ بقَاذِف (۲) ومَن وَطِئ وَطءً حَرَامًا وإذَا نَسَبه إلَى عَمّه، أو إلى خَاله، أو إلى زَوج أمّه، فليسَ بقَاذِف (۲) ، ومَن وَطِئ وَطءً حَرَامًا في غَيرِ ملكه (۱) لَم يُحَدّ قَاذِفُه (۱) ، وإلى مَا لَم يُحَدّ قَاذِفُه (۱) ، وإلى مَا لَم يُحَدّ قَاذِفُها (۱) ، ومَن قَذَف أَمةً أو عَبدًا أو كَافرًا بالزِنَا (۱) ، أو قَذَف مُسلمًا بغيرِ الزِنَا، فِعَالَ : يَا حِمَارُ ، أو قَذَف مُسلمًا بغيرِ الزِنَا، فقالَ: يَا حِمَارُ ، أو يَا حَنِيرُ لَم يُعَزّر (۱) ، والتَعزيرُ أكثرُ و تسعَةٌ وثَلاثُ ونَ سَوطًا، وأقَلّه ثَلاثُ جَلدَات (۱۱) .

(١١) لأنه تعلق به حق الآدمي. (ج)

(١) قوله: "لم يحد" لأنه أراد به التشبيه في الأخلاق وعدم الفصاحة، فلا يكون قذفًا، والنبط خيل من الناس بسواد العراق. (الجوهرة)

(٢) قوله: "فليس بقاذف" لأنه يحتمل المدح بحسن الخلق والكرم والصفاء، ولأن ابن ماء السماء لقب به لصفاءه وسخاءه، وهو اسم لجد النعمان بن المنذر. (الجوهرة النيّرة)

(٣) قوله: "فليس بقاذف" لأن كل واحد من هؤلاء يسمى أبًا، قال الله تعالى: ﴿وَإِلهَ آبَائِكَ إِبرَاهِيمَ وَإِسمَاعِيلَ وَإِسحَاق﴾ وإسماعيل كان عمّا، وفي الحديث: «الخال أب وزوج الأم يسمى أبًا للتربية». (الجوهرة)

- (٤) قيد بغير الملك احترازًا عن وطء امرأته الحائض؛ لأنه في ملكه. (ج)
  - (٥) لفوات العفة، وهي شرط الإحصان.
- (٦) لقيام أمارة الزنا منها، وهي ولادة ولد لا أب له، ففاتت العفة نظرًا إليها.
  - (٧) لانعدام أمارة الزنا.
  - (٨) عزر ويبلغ بالتعزير غايته؛ لأنه قذف بجنس يجب فيه الحد. (ج)
- (٩) إلا أنه لا يبلغ في التعزير غايته في هذا، بل يكون الرأى فيه إلى الإمام، فيعزره على قدر ما
   برى. (ج)
  - (۱۰) لأنه كاذب. (ج)

(١١) قوله: "والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطًا، وأقله ثلاث جلدات" وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطًا، وعنه تسعة وسبعون سوطًا، وعنه أنه يقرب كل جنس إلى جنسه، فيقرب اللمس والقبلة من حد الزنا، والقذف لغير المحصن، أو للمحصن بغير الزنا من حد القذف صريحًا، وعنه أن التعزير يعتبر على قدر عظم الجرم وصغره، فأبو يوسف اعتبر أدنى الحد في الأحرار، ثم نقص سوطًا في رواية، وهو القياس، وهو قول زفر، وخمسة في أخرى، وهو مأثور عن على كرم الله وجهه فقلده، وهما نظرا إلى أدنى الحد، وهو حد العبد في القذف أي أربعين، فنقصا منه سوطًا، وعند مالك: لا حد له ويفوض إلى الحاكم.

وعند الشافعي وأحمد: في العبد تسعة عشر، والأصل فيه قوله عليه السلام: «من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين»، أي من بلغ التعزير. (العيني والمستخلص) وقَالَ أَبُويُوسُفَ: يَبِلُغُ بِالتَعزِيرِ حَمسَةٌ وسَبعِينَ سَوطًا، وإن رَأَى الإِمَامُ أَن يَضُمَّ إِلَى الضّربِ فَى التّعزِيرِ الحَبسَ فَعَلَ (١) وأشك الضّربِ التَعزِيرُ (٢) ثُمَّ حَد الزِنَا (١) ثُمَّ حَد الشربِ (١) ثُمَّ حَد القَذَفِ (٥) ومَن حَد والإمَامُ أو عَزّرَه، فماتَ فَدَمُه هَدرٌ ، وإذَا حُد المُسلِمُ فَى القَذَف ، شَقَطَت شَهَا دَتُه وإن تَابَ (١) ، وإن حُد الكَافِرُ في القَذَف ، ثُمَّ أسلَمَ قُبِلَت شَهَا دَتُه وإن تَابَ (١) ، وإن حُد الكَافِرُ في القَذَف ، ثُمَّ أسلَمَ قُبِلَت شَهَا دَتُه (١) .

### كتَابُ السَرِقَة وقُطَّاع الطَريقِ (^)

## إِذَا سَرَقَ البَالِغُ العَاقِلُ عَشَرَةً دَرَاهِمَ، أومَا قِيمَتُه عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَضرُوبةً كَانَت أو غير

- (١) قوله: "فعل" لأن التعزير موقوف على رأى الإمام، والمقصود منه الردع والزجر، فإذا رأى أن الشاتم
   لا يرتدع بالضرب حبسه أيضًا، وإن كان يرتدع لا يحبسه، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٢) قوله: "وأشد الضرب التعزير" لأنه يرى التخفيف فيه من حيث العدد حيث جعل أقل من الحد، فلا يخفف من حيث التفريق على يخفف من حيث التفريق على الأعضاء، كذا في "الهداية".
- (٣) قوله: "ثم حد الزنا" لأنه ثابت بالكتاب، ومؤكد بقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ الله﴾. (الجوهرة)
  - (٤) لأن سببه متيقّن به. (ج)
- (٥) قوله: "ثم حد القذف" لأن سببه محتمل لاحتمال كونه -أى القاذف- صادقًا، ولأنه جرى فيه التغليظ من حيث رد الشهادة، فإنه يرد شهادة المحدود في القذف، ولا تقبل أبدًا، فلا يغلظ من حيث الوصف. (الجوهرة بتغيير يسير)
- (٦) لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقَبَلُوا لَهُم شَهَادَة أَبَدًا﴾ ولأنه أذى المقذوف بلسانه، فسلبه الله ثمرة لسانه مجازاة له، وثمرة اللسان نفاذ الأقوال. (ج)
- (٧) قوله: "فدمه هدر" لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع، وفعل المأمور لايتقيد بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ. (الجوهرة النيرة)
- (٨) قوله: "كتاب السرقة . . . إلخ "عقب به الحدود، لأنه منها مع الضمان، كذا في القهستاني، قلت : كأنهم ترجموا لها بالكتاب دون الباب لاشتمالها على بيان حكم الضمان الخارج عن الحدود، فكانت غيرها من وجه، فأفردت عنها بكتاب .

قال القهستانى: وهى نوعان: لأنه إما أن يكون ضررها بذى المال أو به وبعامة المسلمين، فالأول يسمى بالسرقة الصغرى، والثانى بالكبرى. وهى لغة: أخذ الشيء من مال الغير خفية، وتسمية المسروق سرقة مجاز، وشرعًا: باعتبار الحرمة أخذه كذلك بغير حق نصابًا كان أم لا، وباعتبار القطع أخذ مكلف ناطق يصير عشرة دراهم جيادًا، ومقدارها مقصودة ظاهرة الإخراج خفية من صاحب يد صحيحة مما لا يتسارع إليه الفساد، وفى دار العدل من حرز لا شبهة، ولا تأويل فيه، كذا في "الدر المختار" وحاشية "رد المختار".

مَضرُوبة مِن حرز لا شُبهة فيه، وَجَبَعَليه القَطعُ (') والعَبدُ والحُرِ (') فيه سَوَاءُ (') ويَجِبُ القَطعُ بإقرارِه مَرَةً وَاحِدَةً أو بشَهَادَة (') شَاهِدَينِ (') وإذَا اشتَرَكَ جَمَاعَةٌ في سرقة ، فأصاب كُل وَاحِد منهُ م عَشَرَةُ دَرَاهِم قُطعَ ، وإن أصابه أقل مِن ذَلك كم يُقطع (') ولا يُقطعُ (') فيما يُوجَد تُنافَها مُبَاحًا في دَارِ الإسلام كالخَشَب (( ) والحَشيش (') والقصب (') والسَمك يوجد تُنافَها مُبَاحًا في دَارِ الإسلام كالخَشَب (( ) والحَشيش (( ) والقصب (( ) والسَمك والسَمك والصيد (( ) ) ولا فيما يَسرَعُ إلَيه الفَسادُ كالفَواكِ الرَطبَة (( ) واللَبنِ واللَحم والبِطيخ والفَاكِهَة عَلَى الشَجَرِ والزَرِع الذِي لَم يُحصد (( ) ولا قَطعَ في الأشرِبَةِ المُطرِبَة (( ) ) ولا

- (٢) وكذا الرجل والمرأة. (ج)
- (٣) لإطلاق الآية من غير فصل ، ولأن القطع لا يتنصّف . (ج)
  - (٤) والدليل في "الهداية".
  - (٥) ولا يجوز بشهادة رجل وامرأتين لأنه حد. (ج)

- (A) هيزم خشک، يعنى ما سوى الساج والقناء والآبنوس والصندل.
  - (٩) گياه.
  - (۱۰) نے ومانند آن.
    - (١١) والطير.
  - (١٢) لقوله عليه السلام: «لا قطع في ثمر ولا كثر». (ج)
    - (١٣) يعنى لا قطع فيهما لعدم الإحراز. (ج)

<sup>(</sup>١) قوله: "وجب عليه القطع" والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقطَعُوا أَيديَهُمَا﴾ الآية، ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ، لأن الجناية لا تتحقق دونهما، والقطع جزاء الجناية، والتقدير بعشرة دراهم لقوله عليه السلام: «لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم»، كما في "الهداية".

<sup>(</sup>٦) قوله: "لم يقطع [اعتبارًا بحالة الانفراد. (الفاتح)]" وإن لم يجب القطع ضمن ما أصابه من ذلك، وإن سرق واحد من جماعة عشرة دراهم قطع، ويكون ذلك القطع لهم جميعًا، ولو دخل دارًا فسرق من بيت منها درهمًا، فأخرجه إلى ساحتها ثم عاد فسرق درهمًا آخر ولم يزل يفعل هكذا حتى سرق عشرة، فهذه سرقة واحدة، فإذا أخرج العشرة من الدار قطع، وإن خرج في كل مرة من الدار، ثم عاد حتى فعل ذلك عشر مرات لم يقطع، لأنها سرقات، ولو سرق ثوبًا لا يساوى عشرة دراهم وفي طرفه دراهم مصرورة تزيد على العشرة، فعن أبي حنيفة إذ لم يعلم بالدراهم لم يقطع، وإن علم بها قطع، وعن أبي يوسف: عليه القطع علم أو لم يعلم. (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>٧) قوله: "ولا يقطع . . . إلخ" والأصل فيه حديث عائشه رضى الله عنها قالت: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله على في الشيء التافه أي الحقير ، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>١٤) قوله: "في الأشربة المطربة" أي المسكرة، والطرب النشاط، ويقطع في سرقة الفُقّاع والدبس والخل، ولا يقطع في الخبز والثريد، كذا في "الجوهرة".

فى الطُّنبُورِ(')، ولا فى سَرِقَة السمُصحَفْ(')، وإن كَانَ عَلَيه حِليَةٌ('')، ولا فى الصَليب مِن السَدَهَب والفضّة (')، ولا الشَطررَنج ولا النَرد (')، ولا قَطَعَ عَلَى سَارِق الصَبِي الحُرِ")، وإن كَانَ عَلَيه حُلِي سَارِق الصَبِي الحُرِ"، وإن كَانَ عَلَيه حُلِي سَارِق الصَبِي الحُولان ويُقطع سَارِقُ العَبد الصَغيرِ('')، ولا قَطعَ فى الدَفَاتِرِ كُلّهَا (()) إلا فى دَفَات رالحساب، ولا يُقطع سَارِقُ كَلْب ولا فَهد (()، ولا دَف، ولا طَبل ('')، ولا مِزْمَارِ ('')، ويقطع فى السَاجِ والقَنَاء ('') والأبنُوسِ والصَندَ ل ('')، وإذَا اتّخِذَ مِن

<sup>(</sup>١) وكذا الدفّ والمزمار؛ لأنه للملاهي. (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "ولا في سرقة المصحف" وعن أبي يوسف: يقطع مطلقًا، وعنه يقطع إذا بلغت قيمة الحلية عشرة دراهم، لأنها أي الحلية ليست من المصحف، فيعبر بانفرادها، ووجه الظاهر أي ظاهر الرواية، وهو عدم القطع أن الآخذ يتأول في أخذه القراء والنظر فيه، ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب، وإحرازه لأجله لا المجلد والأوراق والحلية، وإنما هي توابع، ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمر، وقيمة الآنية على النصاب، كما في "الجوهرة" و"الهداية".

<sup>(</sup>٣) تساوي ألف درهم. (ج)

<sup>(</sup>٤) قوله: "ولا في الصليب من الذهب والفضة" لأنه مأذون في كسره، وكذا الصنم من الذهب والفضة، فأما الدراهم التي عليها التماثيل: فإنه يقطع فيها، لأنها ليست معدة للعبادة. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) وإن كانا من ذهب أو فضة لأنها للملاهي. (ج)

<sup>(</sup>٦) قوله: "ولا قطع على سارق الصبى الحر... إلخ" لأن الحرليس بمال، وما عليه من الحلى تبع له، وهذا عندهما، قال أبو يوسف: يقطع إذا كان عليه حلى هو نصاب، لأنه يجب القطع بسرقته وحده، فكذا مع غيره. (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>٧) قوله: "ويقطع سارق العبد الصغير [لأنه غصب أو خداع. (ج)]" يعنى إذا كان لا يعبر عن نفسه ولا يتكلم، لأنه مال، ولا يدله على نفسه كالبهيمة، وأما إذا كان يعبر عن نفسه فهو كالبالغ، وقال أبو يوسف: لا يقطع وإن كان صغيرًا لا يتكلم ولا يعقل، لأنه آدمي من وجه مال من وجه، كذا في "الهداية". (الجوهرة)

<sup>(</sup>٨) قوله: "ولا قطع في الدفاتر... إلخ" لأن ما فيها لايقصد بالأخذ، وأما دفاتر الحساب -وهم أهل الديوان- فالمقصود منها الورق دون ما فيها، والورق مال، فيجب فيه القطع، والمراد بذلك دفاتر قد مضى حسابها، أما إذا لم يحض لم يقطع، لأن غرضه ما فيه وذلك غير مال، وأما دفاتر التجار: ففيها القطع، لأن المقصود منها الورق، كذا في " الجوهرة النيرة ".

<sup>(</sup>٩) لأنهما ليسا بمال على الإطلاق؛ إذ في ماليتهما قصور. (ج)

<sup>(</sup>۱۰) نقاره کلان.

<sup>(</sup>١١) ناي، لأنها معازف قد ندب إلى كسرها. (ج)

<sup>(</sup>١٢) هو خشبة يتخد منها الرماح. (الفاتح)

<sup>(</sup>١٣) لأنها أموال عزيزة محرزة. (ج)

الخَشَبِ أَوَانِى، أَو أَبُوابٌ قُطِعَ فِيهَا، ولا قَطعَ عَلَى خَائِنِ، ولا خَائِنَة، ولا نَبّاشِ (١)، ولا مُنتَهِب (٢)، ولا مُنتَهِب (٢)، ولا مُنتَهِب (٢)، ولا مُن مَال للسّارق فيه مُنتَهِب (١)، ولا مُن مَال للسّارق فيه شركة (٥)، ومَسن سَرَقَ مِن أَبَويه، أو وكَد وأو ذي رَحهم مَحرم مِنهُ كَم يُقطع (١)، وكَذَ لِكَ إِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَوجَينِ مِن الأَخْرِ، أو العَبدُ مِن سَيّدُه، أو مِن امرَأَة سَيّده، أو مِن رُوج سَيّدَة (١)، أو المَولَى مِن مُكَاتَبه (٨)، وكَذَ لِكَ السَارِقُ مِنَ المَعْنَم (٩).

والحَرزُ عَلَى ضَربَينِ: حَرزٌ لَمَعنَى فِيهِ كالدُورِ والبُيُوتِ ('')، وحَرزٌ بالحَافظ (''')، فمَن سَرَقَ عَينًا ('') مِن الحَرزِ، أو غَيرِ حَرزٍ، وصَاحبُه عِندَهُ يَحفظُه، وَجَبَ عَليهِ القَطعُ ("')، ولا قَطعَ عَلَى مَن سَرَقَ مِن حَمّامٍ، أو مِن بَيت أذِنَ لِلنّاسِ في دُخُولِه ('')، ومَن سَرَقَ مِن المسجِد مَتَاعًا، وصَاحبُهُ عِندَهُ قُطِع الْ قَطعَ عَلَى الضيف (''')، إذَا سَرَقَ مِمّن أضَافَه، وإذَا نَقَبَ

<sup>(</sup>١) الذي ينبش القبور ويأخذ الكفن.

<sup>(</sup>٢) قوله: "ولا منتهب [الانتهاب: هو الأخذ علانية وقهرًا (ج)]. . . إلخ "لأنه يجاهر بفعله كيف، وقد قال النبي ﷺ: «لا قطع في مختلس ولا منتهب ولا خائن»، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٣) الاختلاس: أن يخطف الشيء بسرعة على غفلة. (ج)

<sup>(</sup>٤) لأنه مال لجميع المسلمين، وهو منهم. (ج)

<sup>(</sup>٥) لأن ثبوت ملكه في بعض المال شبهة. (ج)

<sup>(</sup>٦) لوجود الشبهة لعدم الإحراز من هؤلاء.

<sup>(</sup>٧) والوجه في الكل ظاهر .

<sup>(</sup>٨) لأن له في مال المكاتب حق. (الفاتح)

<sup>(</sup>٩) أى لا قطع عليه؛ لأن له فيه نصيبًا. (ج)

<sup>(</sup>١٠) ويسمى هذا حرزًا بالمكان. (ج)

<sup>(</sup>١١) قوله: "وحرز بالحافظ" كمن حبس في الطريق أو في الصحراء، أو في المسجد، وعنده متاعه، فهو محرز به وقد قطع النبي على الله سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد، ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظًا، أو نائمًا، والمتاع عنده أو تحته، وهو الصحيح، لأن النائم عند متاعه يعد حافظًا له في العادة . (جوهرة)

<sup>(</sup>١٢) وفي بعض النسخ: شيئًا، والمآل واحد.

<sup>(</sup>١٣) قوله: "وجب عليه القطع" يعني من الحرز حرزًا واحدًا حتى لو سرق من حرز لرجل تسعة دراهم، ثم أتي منزلا آخر، فسرق منه درهمًا آخر لم يقطع. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١٤) لعدم الإحراز.

<sup>(</sup>١٥) لأنه محرز بالحافظ. (ج)

اللص البَيت و ذَخلَ، فأخذَ السمالَ، وناوله أخرُ خَارِجَ البَيت، فلا قَطعَ عَلَيهِ مَا (١) وإن ألقًاهُ في الطريق، ثُم ّ خَرَجَ فأخذَه قُطعَ (١) وكذ لك إذَا حَمله على حمار (١) وساقه فأخرَجه، وإذَا دَخلَ الحَرزَجماعة (١) وسَاقه فأخرَجه، وإذَا دَخلَ الحَرزَجماعة (١) وَمَن نَقَبَ البَيت، وأدخلَ يَده في حمند وقا حَميعا (٥) وَمَن نَقبَ البَيت، وأدخلَ يدَه في صمند وقي الصيرفي، أو في كُم عَيره، وأخذ في مند وقي الصيرفي، أو في كُم عَيره، وأخذ السَارِق (٨) مِن الزَند (١) وتُحسَم (١١) فإن سَرَق ثَانيا قُطعَت رِجلُه السَارِق (٨) مِن الزَند (١) وتُحسَم (١١)، فإن سَرَق ثَانيا قُطعَت رِجلُه

<sup>(</sup>١٦) قوله: "ولا قطع على الضيف. . . إلخ" لأن البيت لم يبقَ حرزًا في حقه لكونه مأذونًا في دخوله، ولأنه بمنزلة أهل الدار، فيكون فعله خيانة لا سرقة، ولا قطع في الخيانة، كما في "الهداية" و "الجوهرة".

<sup>(</sup>۱) قوله: "فلا قطع عليهما . . إلخ" وهذا عند أبى حنيفة ، لأن الأول لم يوجد منه الإخراج ، وكذا الخارج لم يوجد منه هتك الحرز ، وعندهما يقطع الداخل ، لأنه لما ناوله ، قامت يد الثانى مقام يده ، فكأنه خرج ، والشيء في يده . وعن أبى يوسف: إن أدخل الخارج يده ، فتناوله من يد الداخل قطعا جميعًا ، وإن كان الداخل رمى به إلى صاحب له خارج الحرز من غير مناولة ، فأخذه الخارج ، فلا قطع على واحد منهما ، والأصل أن من سرق سرقة ، ولم يخرجها من الدار لم يقطع ، كذا في "الجوهرة" .

<sup>(</sup>٢) قوله: "قطع" هذا إذا رمى به في الطريق بحيث يراه، أما إذا رمى به بحيث لا يراه فلا قطع، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٣) قوله: "وكذلك. . . إلخ" يعنى أنه يقطع، لأن ما على البهيمة يده ثابتة عليه، ولأن سير الدابة مضاف إليه لسوقه، وقيد بقوله: "وساقه" إذ لو لم يسقه حتى خرج الحمار بنفسه لا يقطع. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٤) قوله: "جماعة" إنما وضع المسألة في دخول الجميع، لأنهم إذا اشتركوا على فعل السرقة، ودخل واحد منهم البيت، وأخرج المتاع، فالقطع على من دخل، وعلى الباقين التعزير، كذا في "العناية".

<sup>(</sup>٥) قوله: "قطعوا جميعًا [يعنى إذا أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة، وقال زفر: يقطع الآخذ وحده]" هذا استحسان، والقياس أن يقطع الحامل وحده، وهو قول زفر، لأن الإخراج وجد منه فتمت السرقة به. ولنا أن الإخراج من الكل معنى للمعاونة، كما في قطع الطريق إذا باشر أحدهم، وأخذ المال يجب حد قطع الطريق على جميعهم، وهذا لأن المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعض المتاع، ويتشمر الباقون لدفع من يتعرض لهم من صاحب البيت أو غيره، فلو امتنع القطع أدى إلى سد باب الحد، كذا في "الهداية" وغيرها.

<sup>(</sup>٦) قوله: "لم يقطع" هذا عندهما، وقال أبو يوسف: يقطع، لأنه أخذالمال من الحرز، ولا يشترط الدخول فيه كما إذا أدخل يده في صندوق الصيرفي، ولهما أن هتك الحرز يشترط فيه الكمال، والكمال في الدخول، والدخول هو المعتاد بخلاف الصندوق، فإن الممكن فيه إدخال اليد. (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>٧) قوله: "قطع" لأنه لايمكن هتك الصندوق والكم إلا على هذه الصفة، ولو أن السارق أخذ في الحرز لم يقطع، لأن السرقة لم تتم إلا بالإخراج، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>٨) قوله: "ويقطع يمين. . . إلىخ" فالقطع لسما تلوناه من قبل أي قوله تعالى: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ . . . ﴾ إلخ" واليمين بقراءة عبدالله بن مسعود إذ في قراءته فاقطعوا أيمانهما، ومن الزند لأن الاسم

اليُسرَى (۱) ، فإن سَرَقَ ثَالثًا لَم يُقطَع ، وخُلّد في السِجنِ حَتّى يَتُوب (۲) ، وإن كَانَ السَارِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ إلا أن أَشَل اليَسرَى، أو أَقطَع ، أو مَقطُوع الرِجلِ اليُمنَى لَم يُقطَع (٢) ، ولا يُقطَعُ السَّارِقُ إلا أن يُحضرَ المَسرُوقَ منه (١) ، فيُطَالبَ بالسَرقَة ، فإن وَهَبَهَا من السَّارِق، أو بَاعَهَا منه ، أو نَقَصَت

يتناول اليد إلى الإبط، وهذا المفصل أعنى الرسغ متيقن به كيف، وقد صح أن النبي على أمر بقطع يد السارق من الزند والحسم لقوله عليه السلام: «فاقطعوه واحسموه»، أخرجه الحاكم في "مستدركه"، ولأنه لو لم يحسم يفضى إلى التلف، والحد زاجر لا متلف، كما في "الهداية" وغيرها.

 (٩) قوله: "من الزند" هو -بفتح الزاء وسكون النون- مفصل طرف الذراع في الكف وهو الرسغ. (رمز الحقائق وفتح المعين)

(١٠) قوله: "وتحسم" لقوله عليه السلام في السارق: "اقطعوه ثم احسموه"، ومقتضاه وجوب الحسم، لأن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، والحسم "بالحاء المهملة - ثم آجر الحسم وثمن الزيت على السارق، لأن السبب منه، وصورة الحسم على وجهين: أحدهما: أن تكوى يده الجديدة محماة لئلا يسيل دمه، والثاني: أن تجعل يده بعد القطع في دهن أغلى لينقطع دمه، ولا بد من الحسم، لأنه لو لم يحسم يؤدى إلى التلف. (المستخلص والفتح)

(١) قوله: "قطعت رجله اليسرى [من الكعب عند أكثر أهل العلم، فعله عمر رضى الله عنه]" لقوله عليه السلام: "إن عاد فاقطعوه»، وعليه الإجماع، ولما كان قطع اليد والرجل من خلاف حكم السرقة الكبرى يعنى قطع الطريق، وهو بمنزلة السرقتين التحقت السرقة الثانية بها في الحكم، ثم قطع الرجل من الكعب عند أكثر أهل العلم، وهو مأثور عن عمر رضى الله عنه، قال أبوثور والروافض تقطع من نصف القدم من معقد الشراك، لأن عليا رضى الله عنه كان يفعل كذلك، ويدع له عقبًا يمشى عليها. (رمز الحقائق والمستخلص والفتح)

(٢) قوله: "وخلد في السجن حتى يتوب" ويعزر بالضرب مع الحبس، لأنه لما سقط القطع لم يبلّ إلا الزجر بالضرب والحبس. وقال الشافعي: يقطع يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى لقوله عليه السلام: "من سرق فاقطعوه فإن عاد لله عليه السلام، ولنا إجماع الصحابة حين حجهم على رضى الله عنهم بقوله: إنى لأستحيى من الله أن لا أدع له يداً يبطش بها، ورجلا يشي بها، ولم يحتج أحد منهم بالحديث المرفوع، فدل على عدمه.

وقال الطحاوى: تتبعنا هذه الأثار، فلم نجد بشىء منها أصلا، لهذا لم يقتل في الخامسة وإن ذكر القتل فيما رواه الشافعي، ولئن صح فهو محمول على السياسية، أو على النسخ، أما حمله على السياسية فبدليل أنه عليه السيلام قال في الخامسة: فإن عاد فاقتلوه، وهو محمول على ما إذا سرق في الخامسة. وفي "السراجية": إذا سرق ثالثًا ورابعًا للإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد، ولأن قطع اليدين والرجلين هلاك معنى، والحد زاجر، لأنه نادر الوجود، والزجر فيما يغلب وجوده. (العيني والفتح والمستخلص)

(٣) لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطشًا أو مشيًا. (الفاتح)

(٤) قوله: "إلا أن يحضر المسروق منه" لأن الخصومة شرط لظهور السرقة إذ الجناية على ملك الغير لا يظهر إلا بالخصومة، فالدعوى شرط لظهور السرقة وقطع اليد، وإن كان من حقوق الله تعالى، إلا أنه لا شك أن المسروق منه أعرف بحقيقة الحال من الشاهد وكذا من السارق المقر إذ يمكن أن يكون المسروق ملكًا للسارق بطريق الإرث، أو ملكًا لذى رحم محرم وهو غير عالم به، ففي ترك المسروق منه الدعوى مظنة عدم وجوب

قِيمَتُهَا عَن النِصَابِ لَم يُقطَع (١)، ومَن سَرَقَ عَينًا، فقُطعَ فِيهَا ورَدَّهَا، ثُمَّ عَادَ فسَرَقَهَا، وهِي بِحَالِهَا لَم يُقطَع (٢)، وإن تَغيَّرَت عَن حَإلِهَا مثلَ أن كَانَت غَزلا فسَرَقَه، فقُطعَ فِيهِ ورَدّه، ثُمَّ نَسَجَ، فعَادَ وسَرَقَه فقُطعَ .

وإذَا قُطِعَ (٢) السَّارِقُ والعينُ قَائِمَةٌ في يَدِه رَدّها (٤) ، وإن كَانَت هَالِكَة (٥) لَم يَضمَن (٢) وإذَا ادّعَى السَّارِق (٤) أن العينَ المسروقة ملكه سَقَطَ القَطعُ عَنه ، وإن لَم يُقِم بَيّنَة ، وإذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمتَنِعِينَ ، أو وَاحِدٌ يَقدرُ عَلَى الامتِنَاعِ ، فَقَصَدُ واقطعَ الطريقِ ، فأخذُ واقبلَ أن

القُطُّع، وكذا في غيبته، ولا فرق في الدعوى بين الشهادة والإقرار.

وقال الشافعي: لا حاجة إلى حضور المسروق منه في الإقرار دون البينة، وقال ابن أبي ليلي: لا يشترط حضوره أصلا، كذا في "رمز الحقائق" و "مستخلص الحقائق".

قال في "الجوهرة": وإنما قال: «إلا أن يحضر المسروق منه» ولم يقل: «إلا بحضر المالك» لأن عندنا يقطع بخصومة المستودع والمستغير والمستأجر والمرتهن والمضارب والمستبضع وكل من كانت يده حافظة سوى المالك سواء كان المالك حاضرًا أو غائبًا، وكذا الخصومة ممن كانت يده يد ضمان، كما إذا سرق من الغاصب، وقال زفر والشافعي: لا يقطع إلا بخصومة المالك.

- (۱) قوله: "لم يقطع . . . إلخ" وكذا إذا ملكها بميرات سقط القطع لمعنى في الهبة بعد ما سلمت، وسواء كان ذلك كله قبل الترافع، أو بعده، وقال أبو يوسف : إذا وهبها له، أو باعها منه، أو نقصت قيمتها بعد الترافع لم يسقط القطع، ولو رد السارق السرقة قبل الترافع إلى الحاكم، فلا قطع عليه، وإن ردها بعد ذلك قطع، ولو أمر الحاكم بقطع السارق فعفى عنه المسروق منه كان عفوه باطلا، لأن القطع حق الله، فلا يصح العفوعنه . (الجوهرة)
- \_ (٢) قوله: "لم يقطع" وقال زفر: يقطع، وإذا لم يقطع عندنا وجب الضمان، بخلاف ما إذا زنى بامرأة فحد، ثم عاد، فزنى بها حد أيضاً ثانيًا، والفرق أن في السرقة إذا سقط القطع وجب ضمان المال عوضاً عنه، وفي الزنا إذا سقط الحدلم يضمن عين المرأة. (الجوهرة)
  - (٣) لأن العين قد تبدلت. (ج)
- (٤) قوله: "ردها [على صاحبها. (ج)]" على صاحبها لبقاءها على ملكه، وفيه إشارة إلى أنه لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه وإلى أنه لو وهبها، أو باعها، فإنها تؤخذ من المشترى، والموهـوب له بلا خلاف، كذا في "مجمع الأنهر".
- (٥) قوله: "هالكة" وكذا إذا كانت مستهلكة في المشهور، لأنه لا يجتمع الضمان والقطع عندنا، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، وروى الحسن عنه: أنه يضمن بالاستهلاك دون الهلاك، كذا في "الهداية" وغيره من الكتب المعتبرة.
  - (٦) وفي نسخة: لم يضمنها.
- (٧) قوله: "وإذا ادعى. . . إلخ" معناه بعد ما شهدا عليه بالسرقة، وقال الشافعى: لا يسقط بمجرد الدعوى لأنه لا يعجز عنه سارق، فيؤدى إلى سدباب الحد، ولنا أن شبهة رأيه، وهى تتحقق بمجرد الدعوى للاحتمال، ولأنه يصح الرجوع بعد الإقرار، كذا في "الجوهرة النيرة".

يَأْخُذُوا مَالا، ويَقتُلُوا نَفسًا، حَبَسَهُمُ الإَمَامُ (' حَتّى يُحدثُوا تَوبَةً، وإن (') أَخَذُوا مَالَ مُسلِم، أو ذِمّى، والمَأْخُوذُ إِذَا قُسمَ عَلَى جَمَاعَتِهِم أَصَابَ كُلَّ وَاحِد مِنهُم عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، أو ذِمّى، والمَأْخُوذُ إِذَا قُسمَ عَلَى جَمَاعَتِهِم أَصَابَ كُلَّ وَاحِد مِنهُم عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، أو مَا تَبلُغُ قِيمَتُه ذَلِكَ، قَطَعَ الإَمَامُ ('') أَيديَهُم وأرجُلَهُم مِن خلاف، وإن قَتَلُوا آنفعيًا، ولَم يَأْخُذُ وا مَالا، قَتَلُهُمُ الإَمَامُ جَدًّا، فإن عَفَا الأولياءُ عَنهُم (')، لَم يَلتَفِت إلَى عَفوهِم ('')، وإن قَتَلُوا وأخَذُ وا مَالا، فالإَمَامُ بالخِيَارِ إِن شَاءَ قَطَعَ أيديَهُم وأرجُلَهُم مِن خلاف وقَتَلَهُم أو صَلَبَهُم، وإن شَاءَ قَتَلَهُم أَن عَلَي اللهُ اللهُ

فإن كَانَ فِيهِم صَبِيّ، أو مَجنُونٌ، أو ذُورَحمٍ مَحرَمٍ مِن المَقطُوعِ عَلَيهِ سَقَطَ الحَدّ عَنِ

(١) قوله: "حبسهم الإمام. . . إلخ" اعلم أن الأصل في حد قطاع الطريق قوله تعالى: ﴿إنَّمَا جَزَاءُ الّذينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَه وَيَسعُونَ فِي الأرض فَسَادًا أن يُقتَلُوا أو يُصَلّبُوا أو تُقطّعَ أيديهم وأرجُلُهُم من خِلافٍ أو يُنفَوا مِنَ الأرض﴾ والمراد بالنفي هو الحبس، لأنه نفي عن وجه الأرض بدفع شرهم عن أهلها ويعزرون أيضًا لمباشرتهم منكرًا، ولو اشترك الرجل والنساء في قطع الطريق.

ذكر الطحاوى: أن الحكم في النساء كالحكم في الرجال قياسًا على السرقة إلا أن ظاهر الرواية لا قطع على النساء، لأن هذا القطع إنما شرع فيهم لكونهم حربًا، والنساء ليسوا من أهل الحرب ألا ترى أنهن في الحرب لايقتلن، فكذا ههنا، ثم إذا لم يقطع أيديهن، ولا أرجلهن، هل يسقط القطع عن الرجال؟ فيه روايتان، في رواية: يسقط، وفي رواية: لا يسقط، كذا في المعتبرات في "الجوهرة" وغيرها.

(٢) شرط.

(٣) قوله: "قطع [جزاء] الإمام" إنما وجب قطع اليد والرجل، لأنه ضم إلى أخذ المال إخافة الطريق، فتغلظ حكمه بزيادة قطع رجله، وإنما قطع من خلاف، لأن القطع من جانب واحد يؤدي إلى تفويت جنس المنفعة.

- (٤) أي سياسة لا قصاصًا، و إنما كان القتل حدّا؛ لأنهم أضافوا إلى القتل إخافة الطريق، فتحتم القتل عليهم.
  - (٥) لأن ذلك حق الله وحدود الله لا يجوز العفو عنها. (ج)
  - (٦) وهذا قول أبي حنيفة، وعندهما: يقتصر على الصلب وجده ولا يقطع.
    - (٧) يعني بعد القتل أو قبله على اختلاف الرواية في ذلك. (ج)
- (٨) قوله: "ويصلب" وكيفية الصلب أن يغرز خشبة في الأرض، ثم يربط عليها يديه، ثم يطعن بالرمح
   في ثديه الأيسر، ويخفخص بطنه بالرمح إلى أن يموت، وفي هذه المسألة اختلاف رواية، فروى أنه يصلب حيًا.

وروى الطحاوى: أنه يقتل أولا، ثم يصلب بعد القتل، لأن الصلب حيّا مثلة، ولأنه يؤدى إلى تعذيبه، والأول أصح، لأن صلبه حيّا أبلغ في الردع والزجر من صلبه بعد الموت. (الجوهرة)

(٩) البجع: الشقّ من حدمنع. (ج)

<sup>(</sup>١٠) لأن بعد الثلاثة الأيام يتأذّى الناس برائحته، وبعد الثلاثة خلى بينه وبين أهله ليدفنوه. (ج)

البَاقِينَ (۱)، وصَارَ القَتلُ إِلَى الأولِيَاء إِن شَاؤُوا قَتَلُوا، وإِن شَاؤُوا عَفُوا، وإِن بَاشَرَ القَتلَ وَاحِدٌ مِنهُم، أُجرَى القَتلَ عَلَى جَمَاعَتِهِم (٢) .

#### كتَابَ الأشربَة (٢)

### الأشربَةُ المُحَرِّمَة أربَعَةُ: الحَمرُ (١٠): وهي عَصيرُ العنَب (٥) إذَا غَلى واشتَدّ، وقَذَ فَ

(١) قوله: "سقط الحد عن الباقين" وهذا عند أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف: إن باشر الأخذ الصبي أو المجنون، فلا حد عليهم جميعًا، وإن باشره العقلاء البالغون حدوا، ولم يحد الصبي والمجنون إذا باشروا، فهم المتبوعون، والباقون تبع، فإذا سقط الحد عن المبتوع، فسقوطه عن التبع أولى.

ولهما أن الجناية واحدة قامت بالكل، فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبًا كان فعل الباقى بعض العلة، وبه لا يثبت الحكم كالمخطى والعامد إذا اشتركا في القتل، وأما إذا كان فيهم ذو رحم محرم من المقطوع عليه فإنه يسقط الحد عن الباقين، لأن لذى رحم محرم شبهة في مال ذى الرحم بدلالة سقوط القطع عنه في السرقة، وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا. (الجوهرة)

(٢) قوله: "وإن باشر القتل واحد منهم أجرى القتل على جماعتهم" لأنه جزاء المحاربة، والمحاربة إنما يتحقق بأن يكون لبعض ردّا لبعض، والشرط قتال واحد عنهم، وقد وجد، فيجرى الحد على العمل، وقال الشافعى: لا يحد إلا المباشر كحد الزنا، ولنا أنه حكم يتعلق بالمحاربة، فيستوى فيه الردء والمباشر كالاستحقاق السهم في الغنيمة. (رمز الحقائق والمستخلص)

(٣) قوله: "كتاب الأشربة" لما فرغ عن أحكام سارق المال شرع في بيان أحكام سارق العقل، وهو الشراب المحرم، كما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: لا أشرب ما يسرق عقلى، وهى الأشربة جمع شراب، وهو في اللغة: اسم لكل ما يشرب من المائعات، سواء كان حلالا أو حرامًا، وفي استعمال أهل الشرع: اسم لما يسكر من الأشربة المحرم منها.

(٤) قوله: "الخمر [هي أولها]" قال في "الجوهرة": الكلام في الخمر في عشرة مواضع: أحدها: في بيان ماهيتها، وهي النيء من ماء العنب إذا صارمسكرًا، والثاني: في حد تبوت هذا الاسم، وهذا الذي ذكره من اشتراط القذف بالزبد، هو قول أبي حنيفة، وعندهما إذا اشتد وغلا ولا يشترط القذف بالزبد.

والثالث: أن عينها حرام غير معلول بالسكر، ولا موقوف عليه، لأنها رجس الرجس محرم العين، والرابع: أنها نجسة مغلظة كالبول، والخامس: أنه يكفر مستحلها، والسادس: سقوط تقومها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها وغاصبها، ولا يجوز بيعها، لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها، والتقوم يشعر بعزتها، ومن كان له على مسلم دين، فاوفاه من ثمن خمر، لا يحل له أن يأخذه، ولا يحل للمديون أن يؤديه، لأنه ثمن بيع باطل، وإن كان الدين على ذمى فإنه يؤديه من ثمن الخمر، وللمسلم أن يستوفيه منه، لأن بيعها فيما بينهم جائز.

والسابع: حرمة الانتفاع بها، لأن الانتفاع بالنجس حرام، ولأن الخمر واجب الاجتناب، وفي الانتفاع به اقتراب، قال الله تعالى: ﴿ فَاجْتَنْهُوهُ ﴾ .

والثامن: أنه يحد شاربها وإن لم يسكر منها لقوله عليه السلام: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، والتاسع: أن الطبخ لا يؤثر فيها بعد القذف بالزبد إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه على ما قالوا، لأن الحد بالقليل النيء خاصة، وهذا قد طبخ، والعاشر: جواز تخليلها، وهو خلاف الشافعي، هذا هو الكلام في الخمر. وأما العصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثه فهو المطبوخ أدنى طبخ، وذلك حرام إذا على واشتد، وقذف

بالزَبد (''والعَصِيرُ'''إذَا طُبِخَ حَتَى ذَهَبَ أَقَلَ مِن ثُلْتَيهِ ونَقِيعُ التَمرِ (''ونقِيعُ الزَبيبِ ''إذَا غَلا واشتَدَ، ونَبِيدُ التَمرِ والزَبِيبِ إذَا طُبِخَ كلَّ وَاحِد مِنهُ مَا أَدنَى طَبخَة (' ) حَلالٌ (' ) وإن اشتَدّه إذَا شَرِبَ مِنهُ ما يَغلِبُ عَلَى ظَنّه أَنّه لا يسكرُه مِن غَيرِ لَهو ولا طَرَب (' ) ولا بأس بالخَليطَين (^ ) ونبيذُ العَسَلِ والتين والحِنطَة والشَعيرِ والذُرَة (' ) حَلالٌ (' ) وإن لَم يُطبَخ، وعَصيرُ العِنبِ إذَا طبخ حَتّى ذَهَبَ مِنهُ ثُلُثَاهُ حَلالٌ وإن اشتَد ، ولا بَأْسَ بالإنتِبَاذِ في الدُبّاء (' ) والسَحَنتَم (' )

بالزبد على الاختلاف، ويسمى الباذق والمنصف، وهوما ذهب نصفه بالطبخ، وهو حرام عندنا أيضاً إذا غلى واشتد، وأما نقيع واشتد، وأما نقيع التمر وهو يسمى السكر، وهو النيء من ماء الرطب فهو حرام أيضاً إذا غلى واشتد، وأما نقيع الزبيب، فهو حرام إذا غلى واشتد -انتهى-.

- (٥) يعني النيء منه . (ج)
- (١) دون أن يطبخ. (ج)
  - (٢) ثانيها.
  - (٣) وثالثها.
  - (٤) رابعها.
- (٥) أى حتى ينضج. (ج)
- (٦) قوله: "حلال . . . إلخ" هذا عندهما، وقال محمد: هو حرام، والخلاف فيما إذا شربه للتقوى في الطاعة أو لاستمرار الطعام أو للتداوى، وإلا فهو حرام بالإجماع. (الجوهرة)
  - (۷) شادمانی.
- (۸) قوله: "بالخليطين" وهو عبارة عن نقيع التمر والزبيب يخلطان فيطبخ بعد ذلك أدنى طبخة ويتركان إلى أن يغلى ويشتد، كذا في "غاية البيان"، روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كنا ننتبذ لرسول الله ويشفى سقاء فنأخذ قبضة من تمر، وقبضة من زبيب، فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء، فننتبذه غدوة، فيشربه عشية، وننتبذه عشية، وننتبذه عشية، ونبية السلام نهى أن ينتبذ البير والوطب جميعًا محمول على حالة العسرة والقحط، حيث كره للأغنياء الجمع بين النعمتين، بل يستحب أن يأكل أحدهما ويؤثر الآخر على جاره حتى لا يشبع هو وجاره جائع، وما روينا من الإباحة محمول على السعة بين الناس حتى أباح بين النعمتين، هكذا روى عن إبراهيم النخعى، كما في "الكفاية" وغيرها.
  - (٩) جوار .
- (١٠) قوله: "حلال" لأن قليله لا يفضى إلى الكثيرة كيفما كان لقوله عليه السلام: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة»، رواه مسلم وأحمد وآخرون، فخص التحريم بهما، والمراد بيان الحكم أي حكمهما واحد لأن كل واحد منهما يسمى خمرًا حقيقةً. (العيني)
- (١١) قوله: "ولا بأس بالانتباذ في الدباء [القرع. (ج)]. . . إلخ" أي حل اتخاذ النبيذ في الدباء، وهي القرعة والحنتم بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق، وهي الجرار الحمر، وقيل: الخضر

والمُزَقِّتُ (۱) والنَقِيرِ (۲)، وإذَا (۳) تَخَلَّلَتِ النِحَمرُ حَلَّت، سَوَاءٌ صَارَت بنَفسِهَا خَلا، أو بشَىء طَرَحَ فيهَا، ولا يُكرَهُ تَخلِيلُهَا (۱).

#### كتَابُ الصَيد والذَبَائح (٥)

يَجُوزُ الاصطِيَادُ (٢) بِالكَلبِ المُعَلَّمِ والفَهدِ (٧) والبَازِى (٨) وسَائِرِ الجَوَارِحِ المُعَلَّمَةِ (٩) وتَعلِيمُ البَازِي أَن يَرجِعَ إِذَا دَعَوتَه، فإن أرسَلَ (١٠)

كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمر والمزفت هو الأناء المطلى جوفها بالزفت بكسر الزاى المعجمة أى القير ، والنقير هو أصل خشبة ينقر جوفها لقوله عليه السلام : «كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الإدام فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا»، رواه مسلم وآخرون . (رمز الحقائق)

- (١٢) هو جرار خضر. (ج)
- (١) هو الإناء المطلى بالزفت وهو القير . (ج)
  - (٢) هو العود المنقور. (ج)

(٣) قوله: "وإذا تخللت. . . إلخ" وقال الشافعى: إن خللت لا تحل قولا واحدًا، وإن تخللت بالنقل من الظل إلى الشمس، أو بالعكس، أو بإيقاد النار بالقرب منها ففيه قولان؛ لما روى عن أنس رضى الله عنه أنه عليه السلام سئل عن الخمر يتخذ خلا، فقال: لا، رواه مسلم، ولنا قوله تعالى: ﴿أحلِّ لَكُمُ الطّيبَاتِ ﴾ والخل طيب، وفي التخليل إزالة الوصف المفسد وإثبات صفة الصلاح، وقوله عليه السلام: "نعم الإدام الخل»، رواه مسلم، وهو مطلق فيتناول جميع صورها، والمراد بالنهى أن تستعمل الخمر استعمال الخل بأن ينتفع بها انتفاعه كالائتدام وغيره، وأيضًا الحديث الذي رواه الشافعي في رواية السعدي، وهو ضعيف، لأنه رمى بالتشيع وكان سانا شاتمًا. (العبني وخلاصة التذهيب)

- (٤) وقال الشافعي: يكره. (ج)
- (٥) قوله: "كتاب الصيد والذبائح" مناسبته بما سبق من جهة أن كل واحد من الأشربة والصيد يورث السرور، وأن الصيد من المطعومات كما أن الأشربة من المشروبات إلا أنه قدم الأشربة لحرمتها اعتناء بالاحتراز عنها، ومناسبة ذكر الذبائح بعد ذكر الصيد ظاهرة، والصيد في اللغة: اسم لما يصاد مأكولا كان أو غير مأكول، قال الشاعر:

صيد الملوك أرانب وتعالب وإذا ركبت فصيدك الأبطال إلا أنه في الشرع له أحكام وشرائط كما ذكر في المتن، والذبائع جمع ذبيعة. (الجوهرة والعناية)

(٦) قوله: "يجوز . . . إلخ والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلْمَتُم مَّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ ﴾ والجوارح الكواسب من سباع البهائم، والطير والمكلين المسلطين للجوارح المصيد، فيتناول السباع بعمومه .

- (٧) بوز .
- (٨) المعلم.
- (٩) قوله: "وسائر الجوارح المعلمة" كالشاهين والباشق والعقاب والصقر، كذا في "الزيلعي".
  - (١٠) وفي نسخة: وإذا أرسل.

كَلَبَه السمُعَلَّمَ أُوبَازِيهِ أُوصَقرَه عَلَى صَيد، ذَكَرَ اسمَ اللهِ عَلَيهِ عِندَ إِرسَالِه، فأخذَ الصَيدَ وجَرَحَه، فمَاتَ حَلَّ أَكُلُه (١) ، فإن أكَلَ مِنهُ الْكَلَبُ، أُو الفَهدُ لَم يُؤكَل (٢) ، وإن أكَلَ مِنهُ البَازِى أكِلَ مَنهُ البَازِي أَكِلَ مَنهُ البَازِي أَكِلَ مَنهُ البَازِي أَكِلَ أَن يُذكيّه، فإن تَرَكَ لَذكيتَه حَتَّى مَاتَ لَكِلَ (٢) ، وإن خَنَقَه الكَلبُ، ولَم يَجرَحه لَم يُؤكَل (٥) .

وإن شَارَكَ هَ كَلَبُ عَيرُ مُعَلَم، أو كَلَبُ مَجُوسِي، أو كَلَبُ لَم يُذ كَر اسمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ (٢) لَم يُؤكل (٧) وإذَا رَمَى الرَجُلُ سَهمًا إلَى الصَيد، فسَمّى اللهَ تَعَالى عندَ الرَمي أكل (٨) ما أصَابَه إذَا جَرَحَه السّهمُ فمَاتَ، وإن أدركه حَيّا (٤) ذكّاهُ، وإن تَركَ تَذكيتَه لَم يُؤكل (٢٠) وإذَا وقَعَ السّهمُ بالصَيد فَتَحَامَل (٢٠) حَتّى غَابَ عَنهُ، ولَم يَزَل في طَلَبِه حَتّى أصَابَه مَيْتًا أكل (٢٠) فإن قَعَدَ عَن طَلَبِه مَتّى أصَابَه مَيْتًا لَم يُؤكل (١٠٠) فإن قَعَدَ عَن طَلَبِه، ثُمّ أصَابَه مَيْتًا لَم يُؤكل، وإن رَمَى صَيدًا، فوقَعَ في الـمَاء لَم يُؤكل (٢٠)،

<sup>(</sup>١) قوله: "حل أكله" لقوله عليه السلام لعدى ابن حاتم الطائى: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه فلا تأكل، لأنه إنما أمسكه على نفسه، وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٢) لما روينا من الحديث.

<sup>(</sup>٣) لأنه ليس من شرط تعليمه ترك الأكل. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٤) قوله: "لم يؤكل" لأنه مقدور على ذبحه ولم يذبح، فصار كالميتة، وهذا إذا تمكن من ذبحه، وأما إذا لم يتمكن وفيه من الحيوة فوق ما يكون من المذبوح لم يؤكل أيضًا في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة: يحل، وذكر بعضهم فيه تفصيلا، وهو أنه إذا لم يتمكن لفقد السكين لم يؤكل، وإن لم يتمكن لضيق الوقت، فكذا أيضًا لا يؤكل عندنا، لأنه إذا وقع في يده لم يبق صيدًا، فبطل حكم ذكاة الاضطرار، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٥) لأن الجرح شرط على ظاهر الرواية. (ج)

<sup>(</sup>٦) يعني عمدًا. (ج)

<sup>(</sup>٧) لما روينا من حديث عدى. (ج)

<sup>(</sup>٨) لأنه ذابح بالرمي لكون السهم آلة له، فتشترط التسمية عنده.

<sup>(</sup>٩) أي حال كونه حيًّا بحياة فوق حياة المذبوح.

<sup>(</sup>١٠) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، فيبطل حكم البدل. (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>١١) تحامل في الأمر بخود كرفت كار را بمشقت.

<sup>(</sup>١٢) قوله: "أكل" لأنه إذا لم يقعد عن طلبه ولم يشتغل بعمل آخر يجعل كأنه مات بمرأى عين الصائد دفعًا للحرج، وهو مدفوع شرعًا، لأن الاصطياد يكون غالبًا في المشاجر والبراري وتوارى الصيد فيها غالب، فما لم يقعد عن طلبه حل أكله دفعًا للضرورة، ولاضرورة فيما إذا اشتغل بعمل آخر فلا يؤكل، كذا في "غاية البيان".

<sup>(</sup>١٣) لأنه يحتمل أنه مات من الغرق. (ج)

وكَذَلُكَ إِن وَقَعَ عَلَى سَطِحٍ أَو جَبَلٍ، ثُمّ تَرَدّى منه إلَى الأرضِ لَم يُؤكَل (')، وإن وَقَعَ عَلَى الأرضِ ابتِدَاءً، أكل (')، ومَا أَصَابَه السمِعرَاضُ (') بِعسرضِه لَسم يُؤكَل (')، وإن جَسرَحه الأرضِ ابتِدَاءً، أكل (')، ولا يُؤكَل ما أَصَابَه البُند ُقَةُ (') إذَا مَاتَ مِنهَا، وإذَا رَمَى صَيدًا، فقطعَ عُضواً منه أكل الصّيد (')، ولا يُؤكَل ما أَصَابَه البُند قَقَطْعَه أثلاثًا، والأكثر مما يلى العَجُزَ أكل الجُميعُ (')، وإن قطعه أثلاثًا، والأكثر مما يلى العَجُزَ أكل الجَميعُ (')، وإن كانَ الأكثر مما يلى الرأس أكل الأكثر، ولا يُؤكَلُ صَيد السَمَجُوسي والمُرتَد والوَثني (') ومَن رَمَى صَيدًا فأصَابَه ولَم يُخذه (')، ولَم يُخرِجه عَن حَيّزِ الامتنَاع، فرَمَاهُ أخَرُ فقتَلَه، فهُو للثّاني ('') ويُؤكَلُ ، وإن كَانَ الأوّل ('') أثنحَنه، فرَمَاه الثَانِي فقَتَلَه، فهُو للأوّل ولَم يُؤكَل ('')

<sup>(</sup>١) لأنه يحتمل الموت من السقوط. (ج)

<sup>(</sup>٢) لأنه لا يمكن الاحتراز عنه، وفي اعتباره سدّباب الاصطياد. (ج)

<sup>(</sup>٣) تير بے پر كه أن را تير گز خوانند.

<sup>(</sup>٤) قوله: "لم يؤكل" أى الصيد الذى قتله المعراض حرام لما روى عنه عليه السلام أنه قال: "إذا رميت بالمعراض فخرق كله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله"، رواه البخارى ومسلم، ولأن الجرح لا بد منه لما بينا من قبل، وعرض المعراض لا يجرح، والمعراض سهم لا ريش ولا نصل له، وإنما هو حديد الرأس سمى الحديد معراضاً، لأنه يذهب معترضًا تارة وتارة يصيب بحده، هكذا فسر المعراض في "تكملة البحر الرائق"، ومثله في الطائي و ملا مسكن.

<sup>(</sup>٥) لتحقق معنى الذكاة . (ج)

<sup>(</sup>٦) قوله: "ولا يؤكل ما أصابه البندقة [غلوله گلين كه اندازند]. . . إلخ "لأنها تدق وتكسر ولا تجرح، فصار كالمعراض إذا لم يخرق، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٧) قوله: "أكل الصيد. . . إلخ" لقوله عليه السلام: ما أبين من الحيى فهو ميت، والعضو بهذه الصفة، لأن المبان منه حيى حقيقة لقيام الحياة فيه، وكذا حكمًا، لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الجراحة، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٨) قوله: "أكل الجميع" أي يؤكل المبان، والمبان منه جميعًا إذ لا يمكن بقاء الحيوة بعد هذا الجرح لأن الأوداج متصلة بالقلب إلى الدماغ، فإذا قطع الثلث مما يلى الرأس صار قاطعًا للعروق كما لو ذبحه، فلا يتناول الحديث بخلاف ما إذا كان الثلثان في طرف الرأس، والثلث في طرف العجز إذ يؤكل المبان منه لا المبان لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياة المذبوح، لأن الجرح لم يصادف العروق، فصار مبانًا من الحي، من "الجوهرة" وغيرها.

<sup>(</sup>٩) لأنهم ليسوا من أهل الذكاة . (التكملة)

<sup>(</sup>۱۰) إثخان: سست كردن جراحت كسي را.

<sup>(</sup>١١) قوله: "فهو للثاني" لأنه هو الآخذ، وقد قال عليه السلام: «الصيد لمن أخذ»، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>١٢) لأن الثاني الذي صاده؛ لأنه قتله قبل خروج الصيد عن حيز الامتناع بإصابة الأول.

<sup>(</sup>١٣) قوله: "ولم يؤكل" لأن الأول لـما أنخنه كان قادرًا على الذكاة الاختيارية فوجبت عليه ذكاته ولم يذكّه، فصار الثاني قاتلا له فيحرم، كذا في "رمز الحقائق".

والثانى ضامنٌ بقيمته (١) للأوّل غَيرَ ما نَقَصَته جَرَاحَتُه، ويَجُوزُ اصطيادُ ما يُؤكلُ لَحمُه مِن الحَيوَ ال المُرتَد الحَيوَ ان ومَا لا يُؤكلُ دُبِيحَةُ السمُرتَد والحَيوَ الرّبي حَلالٌ (٢) ولا تُؤكلُ دُبِيحَةُ السمُرتَد والسَّمَجُوسِي والوَئنِي (١) والسَّحرِم (٥) وإن تَركَ الذَابِحُ التسمِيةَ عَمَدًا، فالذَبِيحَةُ مَيّتَةُ لا تُؤكلُ ، وإن تَركَها نَاسيًا أكلَ (١) .

قال في "الجوهرة": هذا إذا كانت الرمية الأولى بحيث ينجو منها الصيد، لأنه حينتُذ يكون الموت مضافًا إلى الرمى الثانى، أما إذا كان الرمى الأول بحيث لا يسلم منه الصيد بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح كما إذا أبان رأسه يحل، لأن الموت لا يضاف إلى الرمى الثانى، لأن وجوده وعدمه سواء -انتهى-.

(١) أي بقيمته مجروحًا بالجراحة الأولى.

(٢) قوله: "ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل" لقوله تعالى: ﴿وإِذَا حَلَلتُم فَاصطَادُوا﴾ ولأن له عوضًا في غير المأكول بأن ينتفع بجلده أو بشعره أو ريشه أو قرنه أو لاستدفاع شره. (الجوهرة وغيرها)

(٣) قوله: "وذبيحة المسلم والكتابي حلال" أما المسلم فلقوله تعالى: ﴿ إِلا مَا ذَكّيتُم ﴾ بالخطاب للمسلمين، وأما الكتابي فلقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلِّ لَكُم ﴾ والمراد مذكاهم، لأن مطلق الطعام غير المذكى يحل من أى كافر كان، ولا يشترط فيه أن يكون من أهل الكتاب، ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميّا أو حربيّا، ويشترط أن لا يذكر فيه غير الله تعالى حتى لو ذكر الكتابي المسيح، أو عزيرًا لا تحل، ويشترط لحل ذبح الكتابي صيدًا أن يكون خارج الحرم، كذا في "الفتح" و"رمز الحقائق".

قال في "المستصفى": هذا إذا كان الكتابي لا يعتقد المسيح إلها، أما إذا اعتقده إلها، فهو كالمجوسي لا تحل لنا ذبيحته، ومن شرط الذبح أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد، إما اعتقاداً كالمسلم، أو دعوى كالكتابي، وإطلاق ذبيحة المسلم والكتابي يريد به إذا كان الذابح يعقل التسمية، ويضبطها ذكراً كان أو أنثى صغيراً كان أو كبيراً، وإن كان لا يقدر على الذبح ولا يضبط التسمية فذبيحته ميتة لا تؤكل. (الجوهرة)

(٤) قوله: "ولا تؤكل ذبيحة . . . إلخ" لأن المرتد لا ملة له، والوثني مثله، وأما المجوسي فلقوله عليه السلام: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نساءهم ولا آكلي ذبائحهم»، كذا في "الجوهرة النيّرة" .

(٥) يعني في الصيد خاصة. (ج)

(٦) قوله: "وإن ترك الذابح التسمية عمداً فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسياً أكل" أي لا يحل ذبيحة من ترك التسمية عند الذبح عمداً لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَم يُذكَر اسْمُ اللهُ عَلَيهِ وإنه لفسق، وقال الشافعي: يجوز لقوله عليه السلام: المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم، ولنا ما تلونا، والسنة وهو حديث عدى ابن حاتم الطائي رضى الله عنه فإنه عليه السلام قال في آخره: فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك علل الحرمة بترك التسمية، وعلى حرمة متروك التسمية عمداً انعقد الإجماع فيمن كان قبل الشافعي، وهذا القول منه عد خرقاً للإجماع، وإنما كان الخلاف بينهم متروك التسمية فمذهب ابن عمر رضى الله عنه يحرم، ومذهب على وابن عباس رضى الله عنه يحل، ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ: إن متروك التسمية عامداً لا يسوغ فيه الاجتهاد حتى لو قضى القاضى بجواز بيعه لاينفذ قضاءه لكونه مخالفا الإجماع، وما رواه مخالف للدليل القطعي والإجماع، فكان مردودا، أو نقول: إنه محمول على حالة النسيان.

واعلم أن المسلم والكتابي في ترك التسمية سواء، وأما استقبال القبلة بالذبيحة فليس بواجب بالاتفاق،

والذَبحُ بَينَ الحَلقِ واللَبّةِ (۱) والعُرُوقُ التي تُقطَعُ في الذَكاةِ أَربَعَةُ: الْحُلقُومُ (۱) والمَريءُ (۱) والوَدَجَانِ (۱) فإن قَطَعَهَا حَلّ الأكلُ (۱) وإن قَطع أكثرَهَا، فكذَلكَ عند أبِي حنيفَة رَحِمَهُ الله (۱) . وقَالا: لا بُدّ مِن قَطع الحُلقُوم والممرِيء وأحَد الوَدَجَينِ (۱) ، ويَجُوزُ الذَبحُ بالليطة (۱) والممروة (۱) وبكل شيء أنهرَ الدَمَ إلا السن القَائِم والظُفُرِ القَائِم (۱۱) ويُستَحَب أن يَحِد الذَابِحُ شَفرَتَه (۱۱) ، ومَن بَلغَ بالسِكينِ النُحَاع (۱۱) ، وقَطعَ الرَأسَ كُرِهَ له

وإنما هو سنة، وصورة التسمية بسم الله والله أكبر، وقال الحلواني: بسم الله الله أكبر بدون الواو، وإن قال: بسم الله الرحمان الرحيم فهو حسن، والشرط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال ابن مسعود، جردوا التسمية حتى لو قال مكان التسمية: اللهم اغفر لى لم يوكل، لأنه دعاء وسوال، ولو قال: سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله يريد التسمية أجزأه، لأن المامور به ذكر الله تعالى على وجه التعظيم. (الهداية والجوهرة ورمز الحقائق وغيرها)

- (١) رأس الصدر لقوله عليه السلام: «الذكاة ما بين اللبّة واللحيَين».
  - (۲) هو مجري النفس. (ج)
- (٣) قوله: "والمرىء [بالهمزة مجرم الطعام. (ج)]" على وزن كريم مجرى الطعام والشراب، وهو مهموز، قال العيني في "رمز الحقائق"، وغير الفراء: لا يهمز. (فتح المعين)
  - (٤) مجرى الدم. (ج)
  - (٥) لأنه أكمل الذكاة ووجد شرطها في محلها. (ج)
  - (٦) لأن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام. (ج)
- (٧) قوله: "وقالا: لا بد من قطع الحلقوم [ناى گلو]. . . إلخ" قال في "الهداية"، والمشهور أن هذا قول أبى يوسف وحده، ومعناه إذا قطع ثلاثة وترك واحداً جاز أى الثلاثة كانت عند أبى حنيفة، وعند أبى يوسف: إن قطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين جاز وإلا فلا حتى لو قطع الحلقوم والمرىء أو اقتصر على أحدهما مع الودجين لم يجز عند أبى يوسف، وقال محمد: لا يجوز حتى يقطع من كل واحد من العروق الأربعة أكثره، والدليل فى "الزيلعى" على "الكنز". (الجوهرة وغيرها)
  - (٨) ليطة: پوست ني.
  - (٩) المروة: حجر أبيض رقيق، وهي كالسكاكين ليذبح بها.
- (١٠) قوله: "وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم [فإن المذبوح بها ميتة]. . . إلخ "لقوله عليه السلام في حديث رافع بن خديج رضى الله عنهما: «أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة»، لأنهم كانوا يذبحون بالقائم، من العينى، وقيد بالظفر القائم والسن القائمة، لأنها إذا كانت منزوعة جاز الذبح بها، ولا بأس بأكله. (الجوهرة)
- (١١) قوله: "ويستحب أن يحد الذابح شفرته" لقوله عليه السلام: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ويسرح ذبيحته"، رواه مسلم وغيره، ويكره أن يضجعها، ثم يحد الشفرة لقوله عليه السلام لمن أضجع الشاة وهو يحد شفرته: "لقد أردت أن تميتها موتتين هلا حددتها قبل أن يضجعها" الحديث، ولأن تحديدها أسرع للذبح وأسهل على الحيوان. (الجوهرة وتكملة البحر)

ذَلَكَ (١)، وتُؤكّلُ ذَبِيحَتُه، وإن ذَبَحَ الشّاةَ مِن قَفَاهُ (١)، فإن بَقَيت حَيّةً حَتَّى قَطَعَ العُرُوقَ جَازَ ويُكرَهُ (١)، وما استَأْنَس مِن الصَيد، فذكاتُه الذَبحُ (٥)، وما تَوَكَل عَنْ مَن الصَيد، فذكاتُه الذَبحُ (٥)، وما تَوَحّشَ مِن الصَيد، فذكاتُه الذَبحُ (٥)، وما تَوَحّشَ مِن النَعم، فذكاتُه العُقرُ والجَرحُ (١)، والمُستَحَبّ في الإبلِ النّحرُ (١)، وإن ذَبحَها جَازَويُكرَهُ (١)، وأن نَحرَهُما جَازَويُكرَهُ (١)، ومَن نَحرَ جَازَويُكرَهُ (١)، ومَن نَحرَ

- (۱) قوله: "كره له ذلك" النخاع: هو خيط أبيض في جوف عظم الرقبة، وهو بالفتح والضم لغة، وإنما كره لو رود النهي فيه، وقيل: هو أن يمد رأسها حتى يظهر مذبحها، وقيل: أن يكسر رقبتها قبل أن تسكن من الاضطراب، وكل ذلك مكروه لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في تعيين أحد هذه المعاني في تفسير النخع، وفي قطع الرأس زيادة تعذيب، فيكره. (التكملة باختصار)
  - (٢) قفا: پس سر وپس گردن.
  - (٣) لأنه خلاف المسنون. (ج)
  - (٤) لأنها ماتت قبل وجود الذكاة في محلها، كما لو ماتت حتف أنفها. (ج)
    - (٥) لأنه مقدور على ذبحه كالشاة. (ج)
- (٦) قوله: "فذكاته العقر والجرح" كما روى عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فندّ بعير من أهل القوم ولم يكن معه خيل، فرماه رجل منهم، فقال رسول الله ﷺ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به»، هكذا رواه البخارى ومسلم. (رمز الحقائق)
- قوله: "فذكاته العقر والجرح" وقال في "الجوهرة": الأصل في هذا أن الذكاة على ضربين: اختيارية واضطرارية، ومتى عجز عنها حلت له الاضطرارية، واضطرارية، ومتى عجز عنها حلت له الاضطرارية، فالاختيارية على الاختيارية لا يحل له الذكاة الاضطرارية الطعن والجرح، وإنهار الدم في الصيد، وكل ما كان في علة الصيد من الأهل كالإبل إذا ندّت، أو وقع منها شيء في بتر فلم يقدر على نحره، فإنه يطعنه في أي موضع قدر عليه، فيحل أكله، وكذا إذا تردت بقرة في بئر فلم يقدر على ذبحها، فإن ذكاتها العقر، والجرح ما لم يصادف العروق على هذا أجمع العلماء، لأن الذبح فيه متعذر -انتهى -.
- (٧) قوله: "والمستحب في الإبل النحر" لقوله تعالى: ﴿فَصَلَ لِرَبّكَ وَانحَرْ ﴾ يعنى البدن، أما جواز الذبح فيه ففيه خلاف مالك، فإن عنده إن ذبحها لم تؤكل، وكذا عنده إذا نحر الشاة والبقرة لايؤكلان، ولنا قوله عليه السلام: «أنهر الدم بما شئت»، والسنة في البعير أن ينحر قائمًا معقول اليد اليسرى، فإن اضطجعه جاز، والأول أفضل، والسنة في الشاة والبقرة أن تذبح مضجعة، لأنه أمكن لقطع العروق، ويستقبل القبلة في الجميع، كذا في المعتبرات في "الجوهرة"ة وغيرها. والنحر قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر، والذبح قطعها في أعلاه تحت اللحيين، كذا في "الزيلعي".
  - (٨) فعله لا المذبوح.
- (٩) قوله: "والمستحب في البقر والغنم الذبح . . . إلخ" لموافقة السنة المتوارثة قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُم أَنْ تَذَبَحُوا بَقَرَةً﴾ وقال في الغنم : ﴿وَفَدَينَاهُ بِذِبِحٍ عَظِيمٍ﴾، كذا في "الزيلعي" . (الجوهرة)
- (١٠) قوله: "فإن نحرهما جاز ويكره" أما الجواز فلقوله عليه السلام: «أنهر الدم بما شئت"، وأما الكراهة

<sup>(</sup>۱۲) حرام مغز.

نَاقَةً، أو ذَبَحَ بَقَرَةً أو شَاةً، فو جَدَ في بَطنِهَا جَنِينًا مَيّتًا لَم يُؤكَل (') أَشْعَرَ أُو لَم يُشعر، ولا يَجُوزُ الْكُلُّ ذِي مَعْلَبِ مِن الطُّيُورِ، ولا بَأْسَ بأكلِ غُرَابِ أَكلُّ كُلَّ ذِي مِعْلَبِ مِن الطُّيُورِ، ولا بَأْسَ بأكلِ غُرَابِ السَّرَاعِ (') ولا يُؤكّلُ الْأَبْقَعُ (') الذي يَأكُلُ الجِيفَ، ويُكرّهُ أكلُ الضَبُع (°) والضَبِ (') الذي يَأكُلُ الجِيفَ، ويُكرّهُ أكلُ الضَبُع (°) والضَبِ (')

فلمخالفة السنة المتوارثة، فإن قيل: روى جابر قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ولم يقل: ذبحنا البقرة، قيل: العرب قد تضمر الفعل إذا كان في اللفظ دليل عليه قول الشاعر:

علىفت هماك عيناها وساء باردًا حمي شبت هماك عيناها أي وسقيتها ماء باردًا، فأضمر الفعل كذا هذا معناه، وذبحنا البقرة، كذا في "الجوهرة النيرة".

(١) قوله: "لم يؤكل" هذا قول أبى حنيفة وزفر والحسن بن زياد، وعندهما إن تم خلقته أكل وإلا فلا، لقوله عليه السلام: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، ولأنه في حكم جزء من أجزاءها بدليل أنه يدخل في بيعها، ويعتق بعتقها، فصار كسائر أعضاءها، ولأبى حنيفة قوله تعالى: ﴿حُرَمَت عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ ﴾ وهي اسم لما مات حتف أنفه، وهذا موجود في الجنين، لأنه لا يموت بموت أمه، لأنها قد تموت، ويبقى الجنين في بطنها حيّا، ويموت وهي حية، فحياته غير متعلقة بحياتها، فلا تكون ذكاتها ذكاة له، فصارا كالشاتين لا يكون ذكاة أحدهما ذكاة للآخر، ولأنه أصل في الحياة والدم، لأنه يتصور حياته بعد موتها وله دم على حدة غير دمها، والذبح شرع لتنهير الدم النجس من اللحم الطاهر، وذبحها لا يكون سببًا بخروج الدم منه، وما رواه من الحديث قد روى ذكاة أمه بالنصب بنزع الخافض أي كذكاة أمه، وأما إذا خرج الجنين حيا، ومات ولم يؤكل بالإجماع، وإنما الخلاف فيما إذا خرج الجنين حيا، ومات ولم يؤكل بالإجماع، وإنما الخلاف فيما إذا خرج ميتًا، وإنما شرطا أن يكون كامل الحلق، لأنه إذا لم يكمل فهو كالمضغة والدم، فلا يحل له أكله، ومعنى قوله: "أشعر يشعر" أي تم خلقه أو لم يتم، كذا في "الجوهرة النيرة".

(۲) قوله: "ولا يجوز أكل . . . إلخ " لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما نهى رسول الله عنهما نهى رسول الله عنهما نهى رسول الله عنهما كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ، أخرجه مسلم ، والمراد من ذى الناب آن يكون له ناب يصطاد به ، وكذا من ذى المخلب وإلا فالحمامة لها مخلب والبعير له ناب ، وذلك لا تأثير له ، فذو الناب من السباع الأسد والنمر والفهد والذئب والضبع والثعلب والكلب والسنور البرى والأهلى والفيل والقرد ، وكذا اليربوع وابن عرس من سباع الهوام ، وذو المخلب من الطير السقر والبازى والنسر والعقاب والرخم : مرغ مردار خوار ، والغراب الأسود والحدأة والشاهين وكل ما يصطاد بمخلبه ، كذا في "الجوهرة النيرة" ورمز الحقائق وفتح المعين .

والمخلب مفعل من الخلب، وهو مزق الجلد، كذا في "الزيلعي"، وفي القهستاني: هو ظفر كل سبع من الماشي والطائر، والسباع جمع سبع بفتحتين وسكون الباء وضمها، كذا في القهستاني.

(٣) قوله: "ولا بأس بأكل غراب الزرع" لأنه يأكل الحب ولا يأكل الجيف، وليس من سباع الطير، كذا في "الهداية".

(3) قوله: "ولا يؤكل الأبقع [الغراب]" أى الغراب الأبقع، وهو الذى فيه بياض وسواد، كذا فى القهستانى، قال فى "العناية": وأما الغراب الأبقع والأسود فهو أنواع ثلاثة: نوع يلتقط الحب، ولا يأكل الجيف، وليس بمكروه، ونوع لا يأكل إلا الجيف وهو الذى سماه المصنف الأبقع وأنه مكروه، ونوع يخلط يأكل الحب مرة والجيف أخرى، ولم يذكره فى الكتاب، وهو غير مكروه عند أبى حنيفة، ومكروه عند أبى يوسف، والأخير هو العقعق، كما فى "المنح"، كذا فى "رد المحتار".

(٥) قوله: "ويكره أكل الضبع [لأنه ذو ناب] بضم الباء وسكونها، كذا في القهستاني، وهو اسم

## والحَشَرَاتِ<sup>(۱)</sup> كُلِّهَا، ولا يَجُوزُ أكلُ لحم الحُمُرِ الأهلِيّةِ (۱) والبِغَالِ (۱) ، ويُكرَهُ أكلُ لَحم الفَرَسِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ (۱) ، ولا بَأْسَ (۱) فِأكلِ الأرنَبِ، وإذَا ذُبِحَ ما لا يُؤكلُ لَحمُه طَهُرَ

للأنثى، ويقال: للذكر ضبعان بكسر فسكون، ومن عجيب أمره أنه يحيض، ويكون ذكرًا سنة وأنثى أخرى، ذكره أبو السعود عن الأبياري، كذا في "رد المحتار".

(٦) قوله: "والضب" أى ويكره أكل الضب، لأن النبى عليه السلام نهى عائشة حين سألته عن أكله، وأخرج أبو داود فى الأطعمة أن رسول الله على عن أكل لحم الضب، وهو أى ما رويناه حجة على الشافعى فى إباحته، قيل: يعارضه أى ما ذكر حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى على سئل عن الضب، فقال: لم يكن من طعام قومى، فأجد نفسى تعافه، فلا أحلله، ولا أحرمه، وحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله على وفى الأكلين أبو بكر رضى الله عنه، وأجيب بأن الأصل أن الحاظر، والمبيح إذا تعارضا يرحج الحاظر على المبيح، أو مؤول بما قبل التحريم، كما فى "العناية" وغيرها.

(١) قوله: "والحشرات" أى الصغار من الدواب جمع الحشرة كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والفرغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد وغيرها وكذا السلحفاة، لأنها من الخبائث، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾، كذا في "مجمع الأنهر".

(٢) قوله: "ولا يجوز [يعنى يكره، كذا في "ملتقى الأبحر"] أكل لحم الحمر الأهلية [وأما الوحشية: فيؤكل]" لأن النبي على حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأمر أبا طلحة أن ينادى أن رسول الله على ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأراقوا القدور وهي تغلى، وأما البغل فهو متولد من الحمار، فكان مثله، كذا في "الجوهرة".

(٣) قوله: "والبغال" أي ولايجوز أكل لحم البغال الذي أمه حمارة، ولو أمه بقرة أكل اتفاقًا، ولو فرسًا فكأمه، لأن المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول وغير مأكول، كما في "الدر المختار" و "المجمع".

(٤) قوله: "ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة" أي كراهة تحريم في الأصح كما في "الخلاصة" و" الهداية"، وهو الصحيح كما في "المحيط" وغيره، وهو قول ابن عباس رضى الله عنه وبه قال مالك، لأنه عليه السلام نهى عن لحم الخيل والبغال والحمير كما في الكرماني وغيره.

وحكى عن عبدالرحيم الكرمانى أنه قال: كنت مترددًا في هذه المسألة فرأيت أبا حنيفة في المنام يقول لى: هو كراهة تحريم يا عبدالرحيم، وقيل: إنه رجع قبل موته بثلاثة أيام عن حرمة لحمه، وعليه الفتوى كما في "كفاية البيهقي"، ثم إنه كراهة تنزيه في ظاهر الرواية، وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره، كذا في "مجمع الأنهر"، ويحل عندهما وعند الشافعي لما روى جابر بن عبد الله رضى الله عنه أكلنا لحم الفرس على عهد رسول الله يَهيّ ، وبه قال أحمد، وله قوله تعالى: ﴿وَالْخَيلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَركَبُوهَا وَزِينَةٌ ﴾ خرجت الآية مخرج الامتنان، فلو كان حل الأكل ثابتًا لم يكن من علينا بذلك، ولما روى خالد بن وليد رضى الله عنه أن النبي يَهيّ نهى عن لحوم الخيل، رواه أحمد، وفي رواية أبي داود أنه سمع النبي يَهي يقول: لا تحل لحوم الخيل، ولأنه آلة الإرهاب العدو، فيكره أكله احترامًا له، ولذلك يضرب له بسهم في الغنيمة، ولأن في إباحته تقليل آلة الجهاد، ولا خلاف بين القولين، لأنهما وإن قالا بالحل لكن مع كراهة التنزيه كما صرح به في "الشرنبلالية" عن "البرهان"، هذا ما أفاده أبو السعود وغيره، كذا في "رد المحتار" و"العيني" و "الهداية".

(٥) قوله: "ولا بأس بأكل الأرنب" لأن النبي علي أكل منه حين أهدى إليه مشويًا، وأمر أصحابه بالأكا

جِلدُه و لَحَمُه إلا الآدَمِى والخِنزِيرَ، فإن الذكاةَ لا تَعمَلُ فِيهِمَا، ولا يُؤكَلُ مِن حَيَوَانِ المَاءِ إلا السَمكُ (١)، ويُكرَهُ أكلُ الطَافِي مِنهُ (١)، ولا بَأسَ بِأكلِ الجِرِّيثِ والمَارِمَاهِي (٣)، ويَجُوزُ أكلُ الجَرَادَة، ولا ذَكَاةَ لَه (٤).

#### كتَابُ الأضحيّة (٥)

## الأضحِيّةُ وَاجِبَةٌ (٢) عَلَى كُلّ حُرّ (٧) مُسلِمٍ مُقِيمٍ (٨) مُوسرٍ في يَومِ الأضحَى (٩) ، يَذبَحُ عَن

منه، ولأنه ليس من السباع، ولا من أكلة الجيف، فأشبه الظبي، كذا في "الهداية".

(١) وهو الذي يكون مثواه وعيشه في الماء عندنا.

 (۲) قوله: "ويكره أكل الطافى منه" وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه بلا سبب، ثم يعلو لما روى جابر عن البني ﷺ قال: «ما نضب عنه الماء فكلواً وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا»، كذا في "الهداية" وغيرها.

(٣) قوله: "ولا بأس بأكل الجريث" بكسر الجيم وتشديد الراء نوع من السمك غير المارماهي، وإنما أفردهما بالذكر لمكان الخفاء في كونهما من جنس السمك، ولمكان الخلاف فيهما لمحمد ذكره صاحب المغرب، وما قيل: إن الجريث كان ديوثا يدعو الناس إلى حليلته فمسخ الله تعالى به، فممنوع، لأن الممسوخ لا نسل له، ولا يقع باقيًا بعد ثلاثة أيام، وإن المارماهي متولد من الحية ليس بواقع، بل هو جنس شبيه بها صورة، كذا في المجمع.

(3) قوله: "ويجوز أكل الجرادة ولا ذكاة له، لقوله عليه السلام: «أحلت لنا ميتتان والدمان فالميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال»، وقد روى عن أبى درداء رضى الله عنه قال: غزونا مع رسول الله على سبع غزوات نأكل الجراد، وسئل على رضى الله عنه عن الجراد يأخذه الرجل وفيه الميت، فقال: كله كله، وهذا عد من فصاحته ودل على إباحته. مسألة: كره رسول الله عنه من الذبيحة سبعة أشياء، الذكر والأنثين والقبل والغدو والمرأة والمثانة والدم، وزاد في "الينابيع": الدبر، قال أبو حينفة: أما الدم فحرام بالنص، وأما الستة الباقية فمكروهة، لأن النفس تستخبثها وتكرهها - والله أعلم -. (الجوهرة النيرة)

(٥) قوله: "كتاب الأضحية" عقب به الذبائح، لأنها كالمقدمة له إذ بها تعرف التضحية أو الذبح في أيام الأضحى، ولأن التضحية ذبح خاص، والخاص بعد العام، بيانه إن العام جزء من الخاص، فالحيوان مثلا جزء من ماهية الإنسان، لأنه حيوان ناطق، والجزء مقدم طبعًا، فقدم وضعًا، وهي افعولة، وكان أصله أضحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وكسرت الحاء لثبات الياء، ويجمع على أضاحي -بتشديد الياء-.

قال الأصمعى: وفيها أربع لغات: أضحية -بضم الهمزة وبكسرها- وضحية -بفتح الضاد- على وزن فعيلة، ويجمع على ضحايا كهدية على هدايا، وأضحاة وجمعه أضحى كأرطاة وأرطى، أقول ونقل فى أضحية تشديد الياء وتخفيفها، وفى ضحية فتح الضاد وكسرها، وفى أضحاة فتح الهمزة وكسرها، فهذه ثمانية لغات فى الحقيقة، كما صرح به فى "الشرنبلالية". وقال الفراء: الأضحى يذكر ويؤنث، وفى الشرع: هى ذبح حيوان مخصوص بنية القربة فى وقت مخصوص، وهو يوم الأضحى. وشرائطها: الإسلام واليسار الذي يتعلق به صدقة الفطر، فتجب على الذكر والأنثى، وسببها الوقت وهو أيام النحر، وركنها ذبح ما يجوز ذبحها، وحكمها الخروج عن عهدة الواجب فى الدنيا، والوصول إلى الثواب فى العقبى، كذا فى "مجمع الأنهر" وغيره.

(٦) قوله: "الأضحية واجبة على" الصحيح عملا لا اعتقادًا بقدرة ممكنة لا ميسرة، وهذا قول أبي حنيفة

# نَفسِه (۱)، وعَن وَلَدِه الصَغِيرِ (۲)، ويُذبَحُ عَن كُلَّ وَاحِد مِنهُم شَاةٌ، أو يُذبَحُ بَدَنَةٌ، أو بَقَرَةٌ عَن سَبعَةٍ (۲)، وليسَ عَلَى الفَقِيرِ والمُسَافِرِ (۱) أضحِيّةٌ، ووَقَتُ الأضحِيّةِ يَد خُلُ بِطُلُوعِ الفَجرِمِن

ومحمد وزفر والحسن، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وعنه أنها سنة مؤكدة، وهو قول الشافعي وأحمد، وذكر الطحاوي قول محمد مع أبي يوسف، كذا في "الجوهرة" وغيرها.

(٧) قوله: "على كل حر مسلم. . . إلخ" شرط الحرية، لأن العبد لا يملك شيئًا، وشرط الإسلام، لأنها
 عبادة والكافر ليس من أهلها. (الجوهرة النيرة)

(٨) قوله: "مقيم" لقول على كرم الله وجهه: ليس على مسافر جمعة ولا أضحية، وقوله: «موسر» لأن العبادة لا تجب إلا على القادر، وهو الغنى دون الفقير، ومقداره ما تجب فيه صدقة الفطر. (رمز الحقائق)

(٩) قوله: "في يوم الأضحى" اشترط يوم الأضحى، لأن اليوم مضاف إليها، والمضاف إليه يكون سببًا عند الشرع كما حقق في الأصول، وأيام الأضحى ثلاثة، يوم النحر ويومان بعده، وأولها أفضلها، والمستحب ذبحها بالنهار دون الليل، لأنه أمكن لاستيفاء العروق، وإن ذبحها بالليل أجزأه مع الكراهة، ولا تجب على الحاج والمسافر، فأما أهل مكة فإنها تجب عليهم وإن حجوا، وفي الخجندي: لا تجب على الحاج إذا كان محرما وإن كان من أهل مكة، وأما العتيرة فهي منسوخ، وهي شاة كانت تقام في رجب، كذا في " الجوهرة النيرة" مع الزيادة.

(١) لأنه وجب عليه.

(٢) قوله: "وعن ولده الصغير" وفي بعض نسخه: عن أولاده الصغار، وفي بعض: عن ولده الصغار، وفي بعض: عن ولده الصغار، وهذا أي الأضحية عن ولده الصغار إنما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة اعتباراً بالفطرة، وفي ظاهر الرواية: لا تجب إلا على نفسه خاصة بخلاف صدقة الفطر، لأن السبب هناك رأس يمونه ويلى عليه، وهذه قربة محضة، والأصل في القرب أن لا تجب على الغير بسبب الغير، ولهذا قالوا: لا يجب أن يضحى عن عبده بالإجماع، وإن كان يجب عليه فطرته، فإن كان للصغير مال ضحى عنه أبوه أو وصيه من مال الصغير عندهما.

وقال محمد وزفر: يضحى عنه أبوه من مال نفسه لا من مال الصغير، وهذا كله على رواية الحسن، والخلاف في هذا كالخلاف في صدقة الفطر، وقيل: لا يجوز التضحية من مال الصغير إجماعًا، لأن القربة تتأدى بالقربة، والصدقة بعدها تطوع، فلا تجوز ذلك من مال الصغير، ولا يمكن الصغير أن يأكله كله، والأصح أنه يضحى عنه من ماله، ويأكل منه الصغير ما أمكنه، كذا في "الجوهرة النيرة" و "مجمع الأنهر" وغيره.

أقول: والفتوى على ظاهر الرواية، كما صرح به في "فتاوى قاضى خان"، وعليه يدل سياق عبارات بعض الكتب المعتبرة أيضًا.

(٣) قوله: "عن سبعة" والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد، لأن الإراقة واحدة وهي القربة، والقربة لا تتجزأ إلا أنا تركناه بالأثر، وهو ماروي عن جابر رضى الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله على البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة، ولا نص في الشاة، فيبقى على أصل القياس، كذا في "مجمع الأنهر"، وهكذا في "الهداية.

قال في "الجوهرة النيّرة": هذا أى جواز التضحية في بدنة أو بقرة عن سبعة إنما هو إذا كانوا كلهم يريدون بها وجه الله تعالى، وإن اختلفت وجوه القرب بأن يريد أحدهم الهدى والآخر جزاء الصيد والآخر هدى المتعة والآخر الأضحية. وقال زفر: لا يجوز إلا إذا اتفقت القرب كلها، وإن كان أحدهم يريد نصيبه اللحم، فإنه لا يجزئ عن الكل إجماعًا، وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع، فإنه لا يجوز عن الكل أيضًا لا نعدام وصف القربة في البعض، ويجوز عن خمسة، أو ستة، أو ثلاثة، هذا ذكره محمد في "الأصل"، لأنه لما جاز عن سبعة، فعمن دونهم أولى، ولا تجوز عن ثمانية أخذًا بالقياس فيما لا نص فيه، كذا في المعتبرات.

يَوم النَحرِ، إلا أنّه لا يَجُوزُ لا هلِ الأمصارِ الذَبحُ، حَتّى يُصَلّى الإمَامُ صَلاةَ العيدُ (''). فأمّا أهلُ السَوَاد: فيَذبَحُونَ بَعدَ طُلُوعِ الفَجرِ ('')، وهي جَائِزَةٌ في ثَلاثَة أيّامٍ: يَومُ النَحرِ، ويَومَان بَعدَه ('')، ولا يُضَحّى بالعَميَاءِ والعَورَاءِ والعَرجَاءِ (''التِي لا تَمشي إلَى المَنسَكِ (') ولا العَجفَاء ('')، ولا العَجفَاء ('')، ولا العَجفَاء ('')، ولا العَجفَاء ('')، ولا تُحزِئُ مُقطُوعَةُ الأذُن والذّنبِ جَازَ ('')، ويَجُوزُ أَن يُضَحّى بالجَمّاء ('') والخَصِيّ والجَربَاء وإن بَقِي الأكثرُ مِن الأذُن والذّنبِ جَازَ ('')، ويَجُوزُ أَن يُضَحّى بالجَمّاء ('') والخَصِيّ والجَربَاء

- (١) قوله: "حتى يصلى الإمام. . . إلخ" لقوله عليه السلام: "إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح"، وقال عليه السلام: "من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته" ومن ذبح بعد الصلاة، فقدتم نسكه أصاب سنة المسلمين، فإن أخر الإمام الصلاة فليس له أن يذبح حتى ينتصف النهار، وكذا إذا ترك الصلاة متعمدًا حتى انتصف النهار، فقد حل الذبح من غير صلاة في الأيام كلها، كذا في " الجوهرة النيرة".
- (٢) قوله: "فأما أهل السواد: فيذبحون بعد طلوع الفجر" لأن صلاة العيد ليست واجبة عليهم، ولا يجوز لهم أن يذبحوا قبل طلوع الفجر، لأن وقت الذبح لا يدخل إلا بطلوع الفجر. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "يوم النحر، ويومان بعده" وقال الشافعي: ثلاثة أيام بعده لقوله عليه السلام: آيام التشريق كلها أيام ذبح، ولنا ما روى عن عمر وعلى وابن عباس وأنس وأبى هريرة رضى الله عنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة، أفضلها أولها، وقد قالوه سماعًا، لأن الرأى لا يهتدى إلى المقادير، وفي الأخبار تعارض، فأخذنا بالمتيقن -احتياطًا- وهو الأقل، وأفضلها أولها كما قالوا، كذا في "الهداية" و "رمز الحقائق".
- (٤) قوله: "ولا ينضحي بالعمياء [وهي الذاهبة العينين] والعوراء [وهي الذاهبة إحدى العينين]. . . إلخ" لقوله عليه السلام: «لا تجزئ في الضحايا أربعة العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى أي المهز وله التي بلغ عجفها إلى حد لا يكون في عظمها مخ»، أخرجه الترمذي، ورواه مالك أيضًا، كذا قال الزيلمي.
  - (٥) المذبح. (ج)
    - (٦) المهزولة.
- (٧) قوله: "ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب" أما الأذن فلقوله عليه السلام: استشرقوا العين والأذن
   أى اطلبوا سلامتها، وأما الذنب فلأنه عضو كامل مقصود، فصار كالأذن، كذا في "الهداية".
  - (٨) لأن للأكثر حكم الكل بقاءً وذهابًا.
- (٩) قوله: "ويجوز أن يضحى بالجماء" بتشديد الميم وهى التى لا قرن لها بالخلقة إذ لا يتعلق به المقصود، وكذا مكسور القرن، وروي عن الإمام: أن الخصى أولى، لأن لحمه الذو أطيب، وقد صح أن النبي على ضحى بكبشين أملحين موجوئين، رواه ابن ماجة في سننه عن عائشة وأبى هريرة أن النبي على إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين. والجرباء السمينة ولم يتلف جلدها، لأن الجرب في الجلد، ولا

<sup>(</sup>٤) قوله: "وليس على الفقير . . . إلخ" أما الفقير فظاهر ، وأما المسافر فلما روى عن على رضى الله عنه أنه قال : ليس على المسافر جمعة ولا أضحية ، كذا في "الجوهرة النيّرة"، وروى أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين ، كذا في "الهداية".

والثولاء، والأضحيّةُ (١) مِنَ الإبلِ والبَقرِ والغَنَم، ويُجزِئُ مِن ذَلكَ (٢) كُلّه الثَنِيّ فَصَاعِدًا إلا الضَأْنُ، فإن الجَذَعَ مِنهُ يُجزِئُ (٦)، ويَأْكُلُ مِن لَحم الأضحيّة (٤)، ويُطعِمُ الأغنِيَاءَ والفُقَرَاءَ ويَدّخرُ، ويُستَحَبّ لَه أن لا يَنقُصَ الصَدَقَة مِن الثُلُث (٥)، ويَتَصَدّ قُبجِلدهَا، أو يَعمَلُ مِنهُ اللهَ اللهَ عَمَلُ مِنهُ اللهَ عَمَلُ مِنهُ اللهَ عَمَلُ اللهَ الدَبح، ويُكرَهُ أَلَةً (١) ثَلَتْ عَمَلُ في البَيت، والأفضَلُ أن يَذبَحَ أضحيّتَه بيَده (٧) إن كَانَ يُحسِنُ الذَبح، ويُكرَهُ

نقصان في اللحم، وإنما قيدنا بالسمينة؛ لأنها إذا كانت مهزولة لاتجوز، لأن الجرب إذا كان في اللحم تنقص، والثولاء وهي المجنونة، إذا لم يمنعها من السوم والرعى، لأن هذا لا يخل بالمقصود، وإن منعها من ذلك لا تجوز، إذ يخل بالمقصود، كما في "مجمع الأنهر" وغيره من المعتبرات.

- (١) قوله: "والأضحية من الإبل" ولا يجوز فيها شيء من الوحش، فإن كان متولدًا من الأهلى الوحشى فالمعتبر في ذلك الأم، لأنها هي الأصل في التبعية حتى إذا نزى الذئب على الشاة يضحى بالولد، وكذا إذا كانت البقرة أهلية نزى عليهما ثور وحشى، فإن كان على العكس لم تجز أن يضحى بالولد، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (۲) قوله: "ويجزئ. . . إلخ" لقوله عليه السلام: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن»، رواه البخاري ومسلم وآخرون، والثني من المعز والضأن ابن سنة ومن البقر ابن سنتين، ومن الإبل ابن خمس سنين، والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء، وذكر الزعفراني: أنه ابن سبعة أشهر، وعن الزهري من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر، كذا في "رمز الحقائق" للعلامة العيني.
  - (٣) قالوا: هذا إذا كان الجذع عظيمًا بحيث لو خلط بالثنيات ليشتبه على الناظرين. (تكملة البحر)
- (٤) قوله: "ويأكل . . . إلخ "لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ ، ولما روى أنه عليه السلام نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال : كلوا وتزودوا وادّخروا ، رواه مسلم والنسائى ، وإذا جاز أن يأكل منه وهو غنى ، فأولى أن يجوز له إطعام غيره وإن كان غنيًا ، كذا في "رمز الحقائق".
- (٥) قوله: "من الثلث" لقوله تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِنهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالْمُعْتَرَ ﴾ فالقانع: هو الذي يسأل، والمعتر : هو الذي يتعرض ويريك نفسه، ولا يسألك، قال عليه السلام: «كلوا وادخروا»، فصارت الجهات ثلاثًا الأكل والإطعام والادّخار، فإن تصدق بجميعها، فهو أفضل، وإن لم يتصدق بشيء منها أجزأه، لأن المراد منها إراقة. وقال الخجندي: الأفضل أن يتصدق منها بالثلث، ويدخر الثلث ضيافة للأرقاب، والثلث لنفسه، فإن لم يتصدق بشيء منها جاز، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٦) قوله: "أو يعمل منه آلة" كالنطع: بساط، والجراب: توشه دان، والغربال: پرويزن ونحوها، ولابأس أن يتخذه فروا لنفسه، وقد روى أن عائشة رضى الله عنها اتخذت جلد أضحيتها شقا، ولأنه يجوز أن ينتفع بلحمها، فكذا بجلدها، ولا بأس أن يشترى به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقاءه مثل المنخل والجراب وغير ذلك، ولا يشترى ما يستهلك منه كالخل والملح والأبزار والحنطة واللبن، وليس له أن يعطيه أجرة جزارها، والملحم في هذا بمنزلة الجلد على الصحيح، فإن باع الجلد أو اللحم بالفلوس أو الدراهم أو الحنطة تصدق بثمنه، لأن القربة انتقلت إلى بدله، كما في "الجوهرة".
- (٧) قوله: "والأفضل أن يذبح أضحيته" لأنه عبادة، وإذا وليه بنفسه فهو أفضل، وقد صح عن النبي ريال الله عبادة عليا فنحر الباقي، وأما إذا كان لا يحسن الذبح الله الله المتعان لغيره، وينبغي له أن يشهدها لقوله عليه السلام لفاطمة: "يا فاطمة بنت محمد قومي فاشهدي أضحيتك

مسسر معدوري أنيَذبَحَهَا الكِتَابِيّ (٢)، وإذَا غَلَطَ رَجُلانِ (١)، فذَبَحَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا أَضحِيّةَ الأَخرِ أَجزَأ عَنهُمَا، ولا ضَمَانَ عَلَيهما .

#### كتَابُ الأيمَان (٣)

الأيَانُ عَلَى تَلاثَة أَضرُب: يَمِينٌ غَمُوسٌ، ويَمِينٌ مُنعَقداةٌ، ويَمِينُ لَغو، فيَمينُ الغَمُوسِ الْعَمُوسِ الْعَمَلَ الكَذبِ فيه، فهذه اليمينُ يَأْتُمُ بِهَا صَاحبُهَا الْأَمِ وَلا كَفّارَةَ فِيهَا الْآوَبَةُ (السّتغفَارُ، واليمينُ المَمُنعقدَةُ: هِي أَن يَحلفَ عَلَى الأَمْ وَلا كَفّارَةَ فِيهَا اللّهُ التَوبَةُ (السّتغفَارُ، واليمينُ المَمنَّ عَقدَةُ في أَن يَحلفَ عَلَى الأَمْ وَلا يَعْفِر لَكَ بَأُول قطرة يقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولى إن صلاتى ونسكى ومحياى وماتى لله رب العالمين لا شريك له أما إنه يجاء بلحمها ودمها فتوضع في ميزانك وسبعون ضعفاً "، فقال أبوسعيد: الحذرى يا نبى الله! هذه لآل محمد خاصة وللمسلمين عامة . (الجوهرة النيرة)

- (١) قوله: "ويكره أن يذبحها الكتابي" لأنه قربة، وهو ليس من أهلها، ولو أمره فذبح جاز، لأنه من أهل الذكاة بخلاف المجوسي، كذا في "رمز الحقائق".
- (٢) قوله: "وإذا غلط رجلان . . . إلخ "هذا استحسان ، والقياس أن لايجوز ، ويضمن كل منهما لصاحبه ، وهو قول زفر ، لأنه متعد بالذبح بغير أمره ، فيضمن وجه الاستحسان أنها قد تعينت للذبح ، فصار المالك مستعينًا بكل من كان أهلا للذبح إذنًا له دلالة ، ثم عندنا إذا ذبح كل واحد منهما شاة غيره بغير أمره أخذ كل واحد منهما مسلوخته من صاحبه ، ولا يضمنه ، لأنه وكيله دلالة ، فإن كانا قدا كلا منهما ، فليحالل كل واحد منهما صاحبه ويجزئهما . (الجوهرة النيرة)
- (٣) قوله: "كتاب الأيمان" لما كانت الأضحية يتقوى بها على المرور على الصراط لما قال رسول الله على المرور على الصراط لما قال رسول الله على «عظموا أضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم» كذلك اليمين يتقوى بها على ما قرنه بها، فأورد كتاب الأيمان عقب الأضحية، والأيمان جمع يمين، واليمين في اللغة: هي القوة قال الله تعالى: ﴿ لأَخَذَنَا مِنهُ بِاليَمِينِ ﴾ أي بالقوة. وفي الشرع: عبارة عن عقد قوى عزم الحالف على الفعل أو الترك، وسمى هذا العقد بها، لأن الغريمة تتقوى بها، أو إنهم كانوا يتماسكون بأيمانهم عند القسم. (الجوهرة والفاتح وغيرهما)
- (٤) قوله: "فيمين الغموس. . . إلخ" الغموس فعول بمعنى فاعل، لأنه يغمس أى يغرق صاحبه فى الإثم، ثم فى النار، والتقييد بالماضى اتفاقى أو أكثرى، لأن حلفه على إثبات شىء أو نفيه فى الحال كذبًا عمدًا غموس أيضًا، فإن قلت: إن الغموس ليس بيمين حقيقة، لأنها كبيرة محضة، واليمين عقد مشروع، والكبيرة ضد المشروع، قلت: سميت يمينًا مجازًا، لأن ارتكاب هذه الكبيرة بصورة اليمين كما سمى بيع الحر بيعًا لوجود صورة البيع فيه. (فتح المعين)
- (٥) قوله: "يأتم بها صاحبها" لقوله عليه السلام: "من حلف بالله كاذبًا أدخله الله النار"، والمراد من الإثم الكبيرة لقوله عليه السلام: "الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس"، رواه البخارى وأحمد، وقال عليه السلام: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان يسيرًا قال وإن كان قضيبًا من أراك"، وقال عليه السلام: "اليمين الفاجرة"، وفي رواية: "اليمين الغموس تدع الديار بلاقع" أي خالية، رواه ابن شاهين. (الجوهرة ورمز الحقائق وفتح المعين)
  - (٦) وفي نسخة: لها، كذا في "الجوهرة".

المُستَقبِلِ أَن يَفعَلَه أَو لا يَفعَلَه، فإذَا حَنثَ في ذَلكَ لَزِمَته الكَفّارَةُ (١) ويَمْينُ اللَغوِ (٢): هَوَ أَن يَحلَفَ عَلَى أَمرٍ مَاضٍ وهُوَ أَنّه يَظُنّ كَمَا قَالَ، والأمرُ بِخِلافِه، فهذهِ اليَمِينُ نَرجُو أَن لا يُؤاخِذَ اللهُ تَعالَى بهَا صَاحبَها (١).

والقَاصِدُ في اليَمِينِ والمُكرَهِ والنَاسِي سَوَاءٌ (')، ومَن فَعَلَ المَحلُوفَ عَلَيهِ مُكرَهًا أو نَاسِيًا (')، فهُوَ سَوَاءٌ ، واليَمِينُ باللهِ تَعَالَى (٢)، أو باسمٍ مِن أسمَاءِه كَالرَحمنِ والرَحِيم، أو بصيفَةٍ مِن صِفَاتٍ ذَاتِه (٧) كَعِزَةِ اللهِ وجَلالِه وكِبرِياءِه إلا قَولُه: وعِلمِ اللهِ، فإنّه لا يَكُونُ بصيفَةٍ مِن صِفَاتٍ ذَاتِه (٧) كَعِزَةِ اللهِ وجَلالِه وكِبرِياءِه إلا قَولُه: وعِلمِ اللهِ، فإنّه لا يَكُونُ

(٧) قوله: "ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار" لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِم تَمَنَّا قَلِيلا أُولئكِ لا خَلاِقَ لَهُم فِي الآخِرَةِ﴾ الآية، ولم يذكر الكفارة. (الجوهرة النيّرة)

(١) كما في الحديث.

(٢) قوله: "ويمين اللغو. . . إلخ" مثل: والله لقد فعلت كذا وهو يظن أنه صادق، أو والله ما فعلت وهو لا يعلم أنه قد فعل، وقد يكون على الحال مثل أن يرى شخصًا من بعيد فيحلف أنه زيد، فإذا هو عمرو، فهذا كله لغو لا حنث فيه، وقيل: إن يمين اللغو ما يجرى على ألسنة من قولهم: لا والله وبلى والله من غير اعتقاد في ذلك، واللغو هو الكلام الساقط الذي لا يعتدبه. (الجوهرة)

(٣) قوله: "فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبها" لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُم اللهُ بِاللّغوِ فِي أَيَانِكُم ﴾ فإن قيل: قد أخبر الله تعالى أنه لايؤاخذ بها على القطع فلم علقه بالرجاء والشك، قلنا: الجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن اللغو الذي فسرناه لم يعلم قطعا أنه هو الذي أراده الله أم لا للاختلاف في تفسيره وعدم التواصل إلى حقيقته، فلهذا قال: نرجو. والثاني: أن الرجاء على ضربين: رجاء طمع ورجاء تواضع، فيجوز أن يكون هذا الرجاء تواضع الله تعالى، قال ابن رستم عن محمد: ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله، أما إذا حلف بطلاق، أو عتاق على أمر ماض وهو يظن أنه صادق فإذا هو كاذب وقع الطلاق والعتاق، وكذا إذا حلف بنذر لرمه ذلك. (الجوهرة)

- (٤) لقوله عليه السلام: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين». (ج)
- (٥) قوله: "ومن فعل المحلوف عليه" لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه، وهو الشرط. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "واليمين . . . إلخ" لقوله عليه السلام: «من كان حالفًا فيحلف بالله أو ليصمت متفق عليه ، وقوله : «أو باسم من أسماءه » لأن تعظيم اسم الله تعالى واجب ، ومن أصحابنا من قال : أسماء الله على ضربين ، منها ما لا اشتراك فيه مثل : والله والرحمن فالحلف ينعقد به بكل حال ، ومنها ما هو مشترك مثل : الكبير والعزيز والقادر ، فإن أراد به اليمين كان يمينًا ، وإن لم يرد به اليمين لم يكن يمينًا ، وذكر أبو الحسن القسمين ، فجعلهما يمينًا ولم يفصل ، لأن الظاهر أن الحالف قصد يمينًا صحيحة . (الجوهرة مع الزيادة)
- (٧) قوله: "أو بصفة . . . إلخ" اعلم أن صفات الله على ضربين ، صفات الذات وصفات الفعل ، فما كان من صفات ذاته كان به حالفًا ، وما كان من صفات فعله لا يكون به حالفًا ، والفرق بينهما إن كان ما وصف الله به ولم يجز أن يوصف بضده ، فهو من صفات ذاته كالعلم والقدرة والقوة ، وما جاز أن يوصف به وبضده ، فهو من صفات فا أو بعزته ، أو بعزته ، أو بعوته ، أو

يَمينًا (')، وإن حَلَفَ بِصَفَة مِن صِفَاتِ الفَعلِ كَغَضَبِ اللهِ وَسَخَطُ اللهِ لَم يَكُن حَالِفًا ('')، ومَن حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ عَزَّوجَل لَم يَكُن حَالِفًا كَالنَبِي عَلَيهِ السَلامُ والقُرآنِ والكَعبَة ('')، والحَلفُ بحُرُوف القَسَم .

وحُرُوفُ القَسَمِ ثَلاَئَةٌ (٤): الوَاوُ كَقُولِه: وَالله، والبَاءُ كَقُولِه: بالله، والتَاءُ كَقُولِه: تَالله، وقَد تُضمَرُ الحُرُوفُ، فَيَكُونُ حَالِفًا (٥) كَقُولِه: الله لا أفعَلُ كَذَا . وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ: وقَد تُضمَرُ الحُرُوفُ، فَيكُونُ حَالِفًا (٥) كَقُولِه: الله لا أفعَلُ كَذَا . وقالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ: إذَا قَالَ: وحَقّ الله، أو أحلِفُ أو أحلِفُ الله عن صفات ذاته كان به حالفًا، كالحالف باسمه تعالى، وإذا قال: وقدرة الله صار كأنه قال: والله القادر، كذا في "الجوهرة النيّرة".

- (١) قوله: "فإنه لا يكون يمينًا" وكان القياس فيه أن يكون يمينًا، لأنه من صفات ذاته إلا أنهم استحسنوا أن لا يكون يمينًا، لأن العلم قد يراد به المعلوم، يقال: اللهم اغفر لنا علمك فينا أى معلومك، ومعلوم الله غيره، فلا يكون يمينًا، قالوا: إلا أن يريد به العلم الذي هو الصفة، فإنه يكون يمينًا لزوال الاحتمال. (الجوهرة النيرة)
- (٢) قوله: "لم يكن حالفًا" لأن الغضب والسخط هو العقاب والنار، وذلك ليس بيمين، وكذا قوله: ورحمة الله، لأن الرحمة يعبر بها عن الجنة، قال الله تعالى: ﴿فَفِي رَحمَة اللهِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وقد يراد بالرحمة أيضًا المطر، وذلك كله لا يكون يمينًا. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "كالنبى عليه السلام والقرآن والكعبة" أى لو قال: بالنبى لأفعلن كذا لا يكون يمينًا، لأنه غير متعارف، وحلف بغير الله، وهو منهى عنه لحديث من كان منكم حالفًا الحديث، وعند الثلاثة: بالقرآن وكلام الله والمصحف يمين، فعند أحمد: بالنبى أيضًا، ولو قال: إن فعلت كذا فأنا برىء من النبى أو من القرآن أو من كلام الله بالقديم أو القائم بذاته ينعقد اليمين بالإجماع، وعندى: لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه، أو قال: وحق هذا فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان كثرت فيه الأيمان الفاجرة، ورغبت العوام في الحلف بالمصحف، ولو قال: أنا برىء مما في المصحف، فإن يكون يمينًا، والحاصل أن كل ما يكون البراءة منه كفرًا كالقران والصلاة يكون يمينًا. (العيني والفتح)
- (٤) قوله: "وحروف القسم ثلاثة. . . إلخ" فالباء أعم من الواو والتاء، لأنها تدخل على المظهر والمضمر، فيقول: حلفت بالله وبه، والواو أعم من التاء، لأنها تدخل على جميع أسماء الله وصفاته، والتاء مختصة باسم الله تعالى دون سائر أسماءه نقول: تالله دون تالرحمن . (الجوهرة)
- (٥) قوله: "وقد تضمر الحروف فيكون حالفًا" لأن حذف الحرف متعارف بينهم اقتصارًا، ثم إذا حذف الحرف ولم يعوض عنه هاء التنبيه ولا همزة الاستفهام ولا قطع ألف الوصل لم يجز الخفض إلا في اسم الله، بل ينصب بإضمار فعل، أو يرفع على أنه خبر لمبتدأ مضمر إلا في اسمين، فإنه التزم فيهما الرفع، وهما أيمن الله ولعمر الله، والأولى أن يكون المضمر هو الخبر، لأنه أعرف المعارف هو الاسم الكريم، والفرق بين الحذف والإضمار أن الإضمار يبقى أثره بخلاف الحذف، وقيد بأضمار الحروف، لأنه لا يضمر في المقسم عليه حرف التاكيد، وهو اللام والنون، بل لا بدمن ذكرهما. (العيني والفتح)
- (٦) قوله: "فليس بحالف" وهو قول محمد رحمه الله، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وفي رواية

بالله، أو أشهدُ، أو أشهدُ بالله، فهُو حَالفٌ (۱) و كَذَلكَ (۱) قولُه: وعَهدُ الله وميثَاقُه، وعَلَى نَذِرُ أُو أَن أَو أَشهَدُ بالله، أو أَشهَدُ بالله، فهُو عَلَى نَذ رُ الله (۱) فهُو يَمينُ ، وإن قَالَ: إن فَعَلتُ كَذَا فَأَنَا يَهُودِي أو نَصرَانِي، أو مَجُوسِي، أو مُشرِكٌ ، أو كَافِرٌ كَانَ يَمينًا (۱) ، وإن قَالَ: فعَلَى خَضَبُ الله أو سَخَطُه، فلَيسَ بِحَالِف (۵) وكذَ لِكَ إن قَالَ: إن فَعَلتُ كَذَا، فأَنَا زَانِ، أو شَارِبُ خَمرِ، أو آكِلُ رِبَا، فلَيسَ بِحَالِف .

وكفّارةُ اليَمِينِ عتقُ رَقَبَة يُجزِئُ فيها ما يُجزِئُ في الظهارِ (١) وإن شَاءَ كَسَاعَشَرةَ مَسَاكِينَ مَسَاكِينَ، كُلّ وَاحَد تُوبًا فمَا زَادَ، وأدناهُ مَا يَجُوزُ فيه الصّلاةُ، وإن شَاءَ أطعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كَلّ وَاحَد تُوبًا فما زَادَ، وأدناهُ مَا يَجُوزُ فيه الصّلاةُ، وإن شَاء أطعَم عَشَرةَ مَسَاكِينَ كَالإطعَام في كَفّارة الظهارِ، فإن لَم يَقدر عَلَى أَحَد هَذه الأشياء الثلاثة صامَ ثلاثة أيّام مُتَتَابِعَات (١) ، فإن قَد مَ الكفّارةَ عَلَى الحنث لَم يُجزِئه (١) . ومن حَلَفَ عَلَى مَعصية مِثلَ أن لا يُصَلّى، أو لا يُكلّمَ إيّاهُ، أو ليَقتُلنّ فُلانًا، فينبَغى أن يَحنَثَ نَفسُه (١) ، ويُكفّر عَن يَمِينِه، وإذا

- (١) قوله: "فهو حالف" لأن هذا الألفاظ مستعملة في الحلف، وهذه الصيغة للحال حقيقة، وهو تستعمل للاستقبال بقرينة، فيكون حالفًا في الحال، والشهادة يمين قال الله تعالى: ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله﴾، ثم قال: ﴿ اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُم جُنَّةٌ ﴾، والحلف بالله هو المعهود والمشروع، وبغيره محظور، فيصرف إليه، ولهذا قيل: لا يحتاج إلى النية، وقيل: لا بد منها لاحتمال العدة واليمين بغير الله. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "وكذلك" أي فهو يمين لقوله تعالى: ﴿وَأُوفُوا بِعَهدِ اللهِ إِذَا عَاهَدَتُم وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ﴾ فجعل العهد يمينًا، والميثاق عبارة عن العهد. (الجوهرة)
  - (٣) لقوله عليه السلام: «من نذر نذراً سمّاه فعليه الوفاء به ومن نذر نذراً لم يسمه فعليه كفارة يمين».
- (٤) قوله: "كان يمينًا" يوجب الكفارة إذا حنث إن كان في المستقبل، وأما إذا كان في الماضي بشيء قد فعله فهو الغموس لا يكفر فيها، وقال محمد بن مقاتل: يكفر، لأن كلامه خرج مخرج التحقيق، فكأنه قال: هو كافر، وكتب نصير بن يحيى إلى ابن شجاع يسأله عن ذلك فقال: لا يكفر، لأن الكفر بالاعتقاد، وهو لم يعتقد الكفر، وإنما قصد أن يصدق في مقالته، وهذه هو الصحيح. (الجوهرة وغيرها)
- (٥) قوله: "فليس بحالف [وقد مرّ من قبل]" لأنها معصية، ومرتكبها لا يكون كافرًا، ولأن الميتة قدأبيحت عند الضرورة. (الجوهرة)
  - (٦) يعنى يجزئه عتق الرقبة المؤمنة والكافرة والصغيرة والكبيرة. (ج)
    - (٧) لقراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه.
  - (٨) عندنا، لأنه يجب بالحنث، وأداء الشيء قبل وجوبه محال. (حاشية الفاتح)
- (٩) قوله: "فينبغي أن يحنث نفسه . . . إلخ" لقوله عليه السلام: «من حلف على يمين فرأي غيرها خيرًا

أخرى: أنه يكون يمينًا، قال العيني، وقول أبي يوسف هو المختار عندي، واختاره في "الاختيار"، وظاهر "الخانية" اختياره، لكن في "القهستاني" عن "المحيط" الصحيح الأول.

حَلَفَ الْكَافِرُ، ثُمَّ حَنِثَ في حَالِ الْكُفْرِ، أُوبَعِدَ إسلامه، فلا حَنِثَ عَلَيه (۱)، ومَن حرَمَ عَلَى نَفسه شَيئًا ممّا يَملِكُه لَم يَصِر مُحَرّمًا، وعَلَيه إن استَبَاحَه (۲) كَفّارَةُ يَمِين، فإن قَالَ: كُلّ حَلالُ عَلَى حَرَامٌ، فهُوَ عَلَى الطَعَامِ والشَرَابِ (۱) إلا أن يَنوِي غَيرَ ذَلِكَ، ومَن نَذَرَ لَذرًا مُطلَقًا (۱) فعَلَيه الوَفَاءُ (۱) بِه، وإن عَلقَ نَذرًا بشَرط، فوُجِدَ الشَرط، فعَليه الوَفَاءُ بنَفس مُطلَقًا (۱) فعَليه الوَفَاءُ (۱) بِه، وإن عَلقَ نَذرًا بشَرط، فوُجِدَ الشَرط، فعَليه الوَفَاءُ بنَفس النَذر (۱) . ورُوى أنْ أَبَاحَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ رَجَعَ عَن ذَلِكَ (۱) وقالَ : إذَا قَالَ : إن فَعَلَت كُذَا، فعَلَى حَجّةٌ، أو صَومُ سَنَة، أو صَدَقَةُ مَا أملِكُه أُجزَأَهُ مِن ذَلِكَ كَفّارَةُ يَمِينٍ، وهُوَ قُولُ مُحَمّدٍ رَحِمَهُ اللهُ .

منها فليات الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه»، ولأن فيه تفويت البر إلى الجابر، وهو الكفارة، ولا جابر للمعصية في ضده، وحكى أن أباحنيفة سأل الشعبي عن هذه المسألة، فقال: لا كفارة عليه، لأن هذه بمين في معصية، فقال: أليس جعل الله الظهار منكرًا من القول وزورا وأوجب فيه الكفارة، فقال له الشعبي: أنت من الآرائيين أي ممن يقول بالرأي، كذا في " الجوهرة النيرة " .

(١) قوله: "فلا حنث عليه" لأنه ليس بأهل لليمين، لأنها تعقد لتعظيم الله تعالى ومع الكفر لا يكون معظمًا، ولا هو أهل للكفارة، لأنها عبادة، والكافر ليس بأهل للعبادة، كما في "الهداية".

(٢) قوله: "إن استباحه [أى يعامل معاملة المباح]" فإن قيل: هذا القول يناقض قوله: "لم يصر محرمًا لأن الاستباحة تقتضى الحرمة، قلنا: لم يصر محرمًا حرامًا لعينه، والمراد من الاستباحة أن يعامل معاملة المباح، لأن المباح يؤكل، وقد أكله بعد ما حلت، فيكون معاملا معاملة المباح، لا أن المراد صار حلالا بعد أن كان حرامًا، ثم إذا فعل مما حرمه على نفسه قليلا أو كثيرًا حنث، ووجبت عليه الكفارة، وهو المراد من الاستباحة المذكورة. (الجوهرة النيرة)

(٣) قوله: "فهو على الطعام والشراب" فيحنث بالأكل والشرب وإن قل إلا أن ينوى غير ذلك، والقياس أن يحنث كما فرغ من يمينه، وهو التنفس وفتح العينين، ونحوهما، وهو قول زفر: وجه الاستحسان أن المقصود يعنى البر لا يحصل مع اعتبار عموم اللفظ، فيسقط اعتباره، فإذا سقط ينصرف إلى الطعام والشراب للتعارف، فإنه يستعمل في ما يتناول عادة، ولا يتناول المرأة إلا بالنية لسقوط اعتبار العموم، فإذا نواها كان إيلاء، ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب لما فيه من التخفيف حتى إذا أكل أو شرب حنث، وهذا كله ظاهر الرواية، والفتوى على أنه تبين امرأته بلانية، وهذا قول المتأخرين، لأن اللفظ غالب الاستعمال في الطلاق. (العيني والفتح والمستخلص)

- (٤) مثل أن يقول: لله على صوم سنة.
- (٥) قوله: "فعليه الوفاء" لقوله عليه السلام: «من نذر نذرًا سماه فعليه الوفاء به ومن نذر نذرًا لم يسمه فعليه كفارة يمين». (الجوهرة)
  - (٦) فيه إشارة إلى أنه لا يجب الكفارة، خلافًا للشافعي. (الفاتح)
  - (٧) أي عن الوفاء في النذر المطلق والمعلق إلى الكفارة، فإنه يمين، كما في القهستاني عن المضمرات.

 <sup>(</sup>١) قوله: "لم يحنث" لأن البيت أعدّ للبيتوتة، وهذه البقاع ما بنيت لها، وتسمية البيت للكعبة والمسجد مجاز، ومطلق الاسم ينصرف إلى الحقيقة، كذا في "مجمع الأنهر".

<sup>(</sup>٢) قوله: "لم يحنث" لأن القراءة في الصلاة ليست بكلام لقوله عليه السلام: "إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"، وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، فدل على أن ما يؤتى به في الصلاة من الأذكاء ليس بكلام، فلا يحنث، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٣) قوله: "وإن لبث ساعة حنث" لأن البقاء على اللبس والركوب لبس وركوب، فإذا ترك النزع، والنزول بعد يمينه حصل راكبًا ولابسًا فحنث، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٤) قوله: "لم يحنث بالقعود حتى . . . إلخ" لأن الدخول لا دوام له ، وإنما هو انفصال من الخارج إلى الداخل ، وليس المكث دخولا ، ألاترى أن من دخل دارًا يوم الخميس ، ومكث إلى يوم الجمعة لا يقول : دخلتها يوم الجمعة ، وسواء دخلها راكبًا أو ماشيًا أو محمولا بأمره فإنه يحنث ، لأن اسم الدخول يتناول الجميع ، فإن أدخلها مكرهًا لا يحنث ، لأنه ليس بداخل وإنما هو مدخل ، فإن أدخل إحدى رجليه ولم يدخل الأخرى لا يحنث ، لأنا لو جعلناه داخلا بإحدى رجليه جعلناه خارجًا بالأخرى ، فلا يكون في وقت واحد داخلا وخارجًا ، وإن أدخل رأسه ولم يدخل قدميه لم يحنث . (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>٥) ولم يسمّ بعينها ولم ينوها.

<sup>(</sup>٦) قوله: "لم يحنث" لأنه لما لم يعين الدار، كان المعتبر في يمينه دارًا معتادًا دخولها وسكناها، إذ الأيمان محمولة على العادة، ولهذا لو حلف لا يلبس قميصًا، فارتدى به لم يحنث؛ لأن المقصود اللبس المعتاد. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) قوله: "حنث" لأنه لما عيّنها تعلق ذلك بقاء اسمها، والاسم فيها باقٍ، كما لو انهدمت سقوفها وبقيت حيطانها قال الشاعر:

والدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعد تهديم

<sup>(</sup>٨) قوله: "لم يحنث" لزوال اسم البيت؛ لأنه لا يبات فيه حتى لو بقيت الحيطان وسقط السقف

أن لا يُكلّم عَبدَ فُلان، أو لا يَد حُلُ دَارَ فُلان، فَبَاعَ فُلانٌ عَبدَه، أو دَارَه، ثُم ّ كَلّمَ العَبدَ، و دَحَلَ الدّارَلَم يَحنَث ()، وإن حَلَف أن لا يُكلّم (٢) صَاحِبَ هَذَا الطَيلَسَانِ فَبَاعَه، ثُم ّ كَلّمَه حَنث، وكذَ لك إذَا حَلَف أن لا يَتَكَلّمَ هَذَا الشَّابَ، فكلَّمه بَعدَ مَا صَارَ شَيخًا حَنث (٣)، وإن حَلَف أن لا يَتَكلّم هَذَا الشَّابَ، فكلَّمه بَعدَ مَا صَارَ شَيخًا حَنث (١)، وإن حَلَف أن لا يَأْكُلُ مِن هَذَا النّحلة، أن لا يَأْكُلُ مِن هَذَه النّحلة، فهُوَ عَلَى ثَمَرِهَا (٤)، ومَن حَلَف أن لا يَأْكُلُ مِن هَذَه النّحلة، فهُوَ عَلَى ثَمَرِهَا (٤)، ومَن حَلَف أن لا يَأْكُلُ مِن هَذَا البُسرِ (٥)، فصَارَ رُطبًا، فأكلَه لَم يَحنث (٢)،

يحنث، لأنه يبات فيه، والسقف وصف فلم يزل غير الوصف، ومن هذا ظهر لك أن البيت بعد زوال حيطانه لا يسمى بيتا بخلاف الدار، وقد أجاد القائل:

والدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعد تهديم (الجوهرة وغيرها)

- (٩) أي طلاقًا بائنًا. (ج)
- (١٠) قوله: "حنث" هذا إذا كان اليمين على زوجة معينة مشارًا إليها بأن قال: زوجة فلان هذه. (الجوهرة)
- (۱) قوله: "لم يحنث" هذه قولهما، وقال محمد: يحنث قاسه على صديق فلان وزوجته، ولهما أن امتناعه من كلام العبدلأجل مولاه إذ لو أراد العبد بعينه لم يضفه إلى المولى، فلما أضاف الملك فيه إلى المولى زالت عينه عنه بزوال ملكه، وكذا الدار لا تعادى ولا توالى، فإذا حلف على دخولها مع الإضافة صار الامتناع باليمين لأجل صاحبها، فإذا زالت المملك زالت اليمين. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "وإن حلف. . . إلخ" لأن هذه الإضافة لا يحتمل إلا لتعريف الطيلسان، فصار كما إذا أشار إليه، ولهذا لو كلم المشترى لا يحنث، والظاهر أن الطيلسان مثال، فإن قوله: صاحب هذه الدار، أو صاحب هذه الثوب كذلك؛ لأن الإنسان لا يعادى لأجل الدار وغيرها، بل لمعنى فيه، فيراد الذات.

والطيلسان معرب تيلسان، أبدلوا التاء منه طاء، وهو من لباس العجم قلنسوة مدورة أسود يلبس فوق العمامة لحمته وسداه صوف وزنه فيعلان -بفتح الفاء والعين- وقيل: بكسر العين. (الجوهرة والمستخلص والفتح)

- (٣) قوله: "حنث" لأن الحكم تعلق بالمشار إليه، إذ الصفة في الحاضر لغو، وإن قال: لا أكلم شابًا، أو شيخًا، أو صبيًا بلفط النكرة يقيد به، أي بالصفة . (الجوهرة)
- (٤) قوله: "فهو على ثمرها" لأنه لا يتأتى أكلها، فكانت اليمين على ما يحدث منها، فإن كل من عينها لم يحنث، لأن الحقيقة قد ترك ههنا في العرف، وتعين المجاز. (الجوهرة وغيرها)
  - (٥) وهي النيء من الرطب.
- (٦) قوله: "لم يحنث" لأن اليمين إذا تعلقت بعين بقيت ببقاء اسمه، وزالت بزواله، ومعلوم أن انتقاله
   إلى الرطب يزيل عنه اسم البسر . (الجوهرة)

وإن حَلَفَ لا يَأْكُلُ بُسراً (١) فأكُل رُطَبًا لَم يَحنَث، وإن حَلَفَ أن لا يَأْكُل رُطَبًا، فأكَل بُسراً مُذَ نَبًا (٢) حَنثَ عند أبي حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ (٣) . ومَن حَلَفَ أن لا يَأْكُل لَحمًا، فأكل لَحمَ مُذا نَبًا (٢) حَنثَ عند أبي حَنيفة رَحِمَهُ اللهُ (٣) مِن دجلة، فشرب مِنهَا بإنَاء لَم يَحنَث (٥) حَتّى السَمَك لَم يَحنَث (١) ولو حَلَفَ أن لا يَشرب مِنهَا بإنَاء لَم يَحنَث (٥) حَتّى يَكرَعَ مِنهَا كرعًا عند أبي حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ، ومَن حَلَفَ أن لا يَشرب مِن مَاء دِجلَة، فشرب مِنهَا بإنَاء حَنِث (٢) ، ومَن حَلفَ أن لا يَأْكُل مِن هَذهِ الحِنطَة، فأكل مِن خُبزِهَا لَم يَحنَث (٧) ، ولو

(٣) قوله: "حنث عند أبي حنيفة رحمه الله" ووافقه محمد في ذلك، وقال أبو يوسف: لا يحنث؛ لأنه اختص باسم يخرج به من اسم الرطب، ولهما أن المنفى يمينه أكل الرطب والبسر المذنب فيه الرطب. (الجوهرة)

(٤) قوله: "لم يحنث" استحسانًا، والقياس أن يحنث، وهي رواية شاذة عن أبي يوسف، وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لأنه يسمى لحمًا، كما في القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحمًا طَرِيّا﴾ والمراد منه اللسمك، وجه الاستحسان أن الأيمان مبنية على العرف لا على ألفاظ القرآن، ألا ترى أن من حلف لا يخرب بيتا فخرب بيت العنكبوت، أو لا يركب دابة، فركب كافرًا لم يحنث، وإن كان قد سمى الكافر دابة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ شَرِّ الدَّوَابَ عِندَ اللهِ الذِينَ كَفَرُوا﴾، وكذا جميع ما في "البحر" حكمه حكم السمك، وإن حلف لا يأكل لحمًا، فأى لحم أكله من سائر الحيوان غير السمك، فإنه يحنث محرمة ومباحة ومطبوخة ومشوية، وعلى أى حال أكله، فإن أكل ميتة، أو لحم خنزير، أو لحم إنسان، حنث في جميع ذلك؛ لأنه يسمى لحمًا، وكذا إذا أكل كبدًا أو كرشًا، كذا في "الهداية". وقال صاحب "المحيط": هذا في عرف أهل الكوفة، وفي عرفنا لا يحنث، فلذا قال: والمختار أنه لا يحنث بهما، أي بالكبد والكرش في عرفنا، وفي "الاختيار": أنهما والرئة والفؤاد والرأس والأكارع والأمعاء والطحال لحم؛ لأنها تباع مع اللحم، كذا في "مجمع الأنهر".

أقول - وبالله التوفيق - أإن الاعتبار بالعرف في كل بلدة في كل زمان، ففي بلدة تباع هذه الأشياء مع اللحم، فحكمها حكم اللحم، فحنث بأكلها إن حلف بأكل اللحم، وإلا فلا، فعلى المفتى أن يفتى بما هو المعتاد في كل مصر وقع فيه الحلف، هكذا صرح في "الفتح" وغيره من المعتبرات، واعلم وفقك الله تعالى أن هذا في اليمين على الأكل، أما إذا كانت يمينه على الشراء، فإنه يقع على اللحم الذي يجوز شراءه، كذا في الخجندي، فاحفظ فإنه ينفعك.

(٥) قوله: "لم يحنث حتى يكرع...إلخ" وهو أن يباشر الماء بفيه، فإن أخذه بيده أو بإناء لم يحنث، وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث بالكرع والاغتراف باليد والإناء، والأصل أن اليمين عنده إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف مستعمل حملت على الحقيقة دون المجاز، وعندهما يحمل عليهما جميعًا، ومعلوم أن الكرع في الدجلة هو الحقيقة، وهي مستعملة متعارفة يفعلها كثير من الناس، والمجاز أيضًا متعارف، وهو أن يأخذها بإناء، فحملت عنده على الحقيقة، وعندهما على الأمرين، فإن شرب من نهر يأخذ من دجلة لم يحنث إجماعًا، سواء كرع فيه أو شرب منه بإناء، لأنه لم يشرب من دجلة، وإنما شرب من غيره، كذا في "الجوهرة الني "

(٦) قوله: "حنث" لأنه شرب ماءً مضافًا إلى دجلة فحنث، ولو حلف لا يشرب ماء من دجلة ولا نية

<sup>(</sup>١) هذا نكرة وما قبله معرفة، فلا تكرار، وأعاد المسألة؛ لأنه لا اعتبار فيه للوصف وعدمه.

<sup>(</sup>٢) بكسر النون: وهو الذي في ذنبه قليل بسر، وقليل رطب.

حَلَفَ أَن لا يَأْكُلُ مِن هَذَ الله قيق، فأكل مِن خُبزِه حَنثَ (۱) ولو استَغَه (۲) كَمَا هُوَلَم يَحنَث، وإن حَلَف أن وإن حَلَف أن لا يَتَكَلّم فُلانًا فكلّمه، وهُو بِحَيثُ يَسمَعُ إلا أنّه نَائِمٌ حَنثَ (۱) وإن حَلَف أن لا يُكَلّمَه فأذ نَ لَه ولَه عَلَم بالإذن حَتّى كلّمَه حَنثُ (۱) وإذَا استَحلَف لا يُكلّمَه بِكُل دَاعِر (۵) دَخَلَ البَلَد، فهُو عَلَى حَال وَلا يَتِه حَاصّة (۲) ومَن الوَالِي رَجُلًا ليُعَلّمَه بِكُل دَاعِر (۵) دَخَلَ البَلَد، فهُو عَلَى حَال وَلا يَتِه حَاصّة (۲) ومَن

له، فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يضع فاه في الدجلة؛ لأنه لما ذكر "من"، وهي للتبعيض صارت اليمين على النهر، فلم يحنث إلا بالكرع، كذا في " الجوهرة".

- (۷) قوله: "لم يحنث" يعنى عند أبى حنيفة حتى يأكل عينها، وبه قال مالك والشافعي، خلافًا لهما، أى قالا: كما يحنث بأكل عينها يحنث بأكل خبزها على الصحيح، لأن أكل الحنطة مجاز عرفًا عن أكل ما يتخذ منها، فينصرف إليه إلا أنه إذا أكلها قضما يحنث أيضًا؛ لأنه مستعمل في معناها حقيقة، فصار كما إذا حلف لا يدخل دار فلان، فدخلها حافيًا، أو راكبًا يحنث، وإنما قلنا على الصحيح احترازًا عن رواية الأصل أنه لا يحنث عندهما إذا قضمها، وله أن الكلام إذا كان حقيقة مستعملة، فالعمل بها أولى من المجاز المتعارف، فصار كما لوحلف لا يأكل من هذه الشاة، فأكل لبنها لا يحنث، وهذا إذا لم ينو شيئًا، وإن نوى أن لا يأكل حباً حبًا، يحنث بأكلها حبًا حبًا ولو أكل من زرع البر المحلوف عليه لم يحنث، كما في "المحيط"، كذا في "مجمع الأنهر".
- (١) قوله: "حنث بالاتفاق، لأن عينه غير مأكول، فكانت الحقيقة متعذرة، فانصرف إلى ما يتخذ منه، وهو المعتاد، كما في "الهداية".
- (٢) قوله: "ولو استفه [بالهندى: پهانكنا] كما هو لم يحنث هو الصحيح؛ لأنه لم تجر العادة باستعماله كذلك، لأن من له مجاز مستعمل وليست له حقيقة مستعملة تناولت اليمين المجاز بالإجماع، والدقيق بهذه المنزلة، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٣) قوله: "حنث" لأنه قد كلمه ووصل إلى سمعه إلا أنه لم يفهم لنومه، كما لو كلمه وهو غافل، كذا في "الجوهرة النيرة"، أقول: هذا اختيار المصنف، وصححه الإمام السرخسى، وأما غيره فبينه بكلمة التسريض، والصحيح ما في رواية "المبسوط": أنه حنث إن أيقظ لا مطلقًا، وعليه مشايخنا، وهو المختار، وصححه في "التحفة"، وإليه مال الإمام الهمام العينى؛ لأنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته -والله أعلم-.
- (٤) قوله: 'حنث' لأن الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلام، أو من الوقوع في الأذان، وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع، وقال أبو يوسف: لا يحنث، لأن الإذن هو الإطلاق، وأنه يتم بالآذن كالرضا، قلنا: الرضا من أعمال القلب، ولا كذلك الإذن على مامر، كذا في "الهداية".
  - (٥) هو الفاجر الخبيث. (ج)
- (٦) قوله: "فهو على حال ولايته خاصة" لأن المقصود منه دفع شره بزجره، فلا يفيد فائدته بعد ولايته، والزوال بالموت، وكذا بالعزل في ظاهر الرواية، فإن عزل ثم عاد واليالم تعد اليمين، وتبقى اليمين ما لم يمت الوالى أو يعزل، فصورته استحلف ليرفعن إليه كل من علم به من فاسق، أو سارق في محلته، فلم يعلم شيئًا من ذك حتى عزل العامل من عمله، ثم علم، فليس عليه أن يرفعه، وقد خرج من يمينه، وبطلت عنه اليمين، فب

حَلَفَ أَن لا يَركَبَ دَابَّةَ فُلانَ، فركبَ دَابَّةَ عَبده المَ أَذُون لَم يَحنَث (۱)، ومَن حَلَفَ أَن لا يَدخُلَ هَذِه الدَارَ، فوقَفَ عَلَى سَطَحِهَا، أو دَخَلَ دِهلِيزَهَا حَنِثَ (۲)، وإن وَقَفَ في طَاقِ البَابِ بحَيثُ إِذَا أَعْلَقَ البَابِ كَانَ خَارِجًا لَم يَحنَث (۲)، ومَن حَلَفَ أَن لا يَأْكُلَ الشواء، البَابِ بحيثُ إِذَا أَعْلَقَ البَابِ كَانَ خَارِجًا لَم يَحنَث (۲)، ومَن حَلَفَ أَن لا يَأْكُلَ الشواء، فهُوعَلَى اللّحم (٤) دُونَ البَاذِنجَانِ (٥) والجَزَر (١)، ومَن حَلَفَ أَن لا يَأْكُلَ الطّبِيخَ، فهُوعَلَى مَا يُحبَى اللّحم (٧)، ومَن حَلَفَ أَن لا يَأْكُلُ الرُؤُوسَ، فيَم ينهُ (٨) عَلَى مَا يُحبَسُ (١) في

عاد العامل عاملا بعد عزله لم يكن عليه أيضًا أن يرفعه إليه، وقد بطلت يمينه، الداعر -بالعين المهملة- الفاجر الخبيث، كذا في " الجوهرة النيرة ".

- (١) قوله: "لم يحنث" سواء كان العبد المأذون مديونًا أم لا، وهو قولهما، وقال محمد: يحنث لأن الدابة ملك المولى، وإن أضيف إلى العبد، لأن العبد وما في يده لمولاه، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (۲) قوله: "حنث لأن سطحها منها" ألاترى أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بصعوده إلى سطح المسجد، وكذا الدهليز من الدار، لأن الدار ما اشتملت عليه الدائرة، وهذا إذا كان كبيراً بحيث يبات فيه، فإنه يحنث بدخوله، فإن مثله يعتاد بيتوتة في بعض القرى والمدن، وأما ما ليس كذلك أى لم يصلح للبيتوتة، فلا يحنث بالدخول. وقيل: في عرفنا لا يحنث بالصعود إلى السطح، كذا في "الهداية"، وهذا عند المتقدمين خلافًا للمتأخرين، ووفق الكمال بحمل الحنث على سطح له ساتر، وعدمه على مقابله، وقال ابن الكمال: وإن الحالف من بلاد العجم لا يحنث، قال مسكين: وعليه الفتوى، كذا في "الدر المختار"، وفي "التبيين": هو المختار؛ لأن الواقف على السطح لا يسمى داخلا عندهم.

قال الحلبي: وأنت خبير بأنه إذا كان المدار على العرف، فلا معنى لقولهم، وعليه الفتوى إلا أن يكون معناه أن الإفتاء بعدم الحنث وقع في بلادهم، كذا في "الطحطاوي".

- (٣) قوله: "لم يحنث" وإن كان داخل الباب إذا غلق حنث، وإن أدخل إحدى رجليه، ولم يدخل الأخرى، إن كان الدار منهبطة حنث، وإن كانت مستوية لا يحنث، وفي الكرخي لا يحنث سواء كانت منهبطة أو مستوية، وهو الصحيح، وإن أدخل رأسه، ولم يدخل قدميه، أو تناول منها شيئًا بيده لم يحنث، لأن هذا ليس بدخول، ألا ترى أن السارق لو فعله لم يقطع، كذا في "الجوهرة".
- (٤) قوله: "فهو على اللحم دون . . . إلخ" لأنه يراد اللحم المشوى عند الإطلاق إلا أن ينوى ما يشوى من بيض، أو غيره فهو على ما نوى . (الجوهرة)
  - (٥) بينگن.
  - (٦) گاجر.
- (٧) قوله: "فهو على ما يطبخ من اللحم" وهذا استحسان اعتبارًا للعرف، وهذا لأن التعميم متعذر (لأن الدواء المسهل مطبوخ، ونحن نعلم بيقين أنه لم يرو ذلك) فيصرف إلى خاص، هو متعارف وهو اللحم المطبوخ بالماء إلا إذا نوى غير ذلك؛ لأن فيه تشديدًا، وإن أكل من مرقه يحنث لما فيه من أجزاء اللحم، ولأنه يسمى طبيخا، كما في "الهداية".
- (٨) قوله: "فيمينه [يقع] على ما يكبس . . . إلخ "وهو رؤوس البقر والغنم عند أبي حنيفة ، وعندهما

التَنَانِيرِ (۱) ويُبَاعُ في المصرِ، ومَن حَلَفَ أَن لا يَأكُلَ الخُبزَ، فيَمينُه عَلَى مَا يَعتَادُ أَهلُ البَلَدِ أَكلَه خُبزً الآرزِ (۱) بالعراق لَم يَحنَث (۱) ومَن البَلَد أَكلَه خُبزً الآرزِ (۱) بالعراق لَم يَحنَث (۱) ومَن حَلَفَ أَن لا يَبِيعَ ، أَو لا يَشتَرِى ، أَو لا يُؤاجِر ، فَو كُل مَن فَعَل ذَلك لَم يَحنَث (۱) ومَن حَلَف أَن لا يَجلس عَلَى الأرض ، فجلس عَلى بِساط ، أوع لَى حَصيرٍ لَم يَحنَث (۱) ، ومَن حَلَف أَن لا يَجلس عَلَى سَرِيرٍ فَوقَه بِساط ، أوع لَى حَصيرٍ لَم يَحنَث (۱) ، ومَن حَلَف أَن لا يَجلس عَلَى سَرِيرٍ (۱) ، فجلس عَلَى سَرِيرٍ فَوقَه بِسَاطٌ حَنث (۱) ، وإن جَعَل فَوقَه سَرير أَخَر ، فجلس عَلَى فرَاش ، فنام عَليه لم يَحنث (۱) ، وإن حَلَف أَن لا يَنامُ عَلى فراش ، فنام عَليه ، وفوقَه قِرَامٌ (۱) عَلَيه لم يَحنث أَن الم عَليه لم يَحنث . ومَن حَلَف بَيمين ، وقال : إن شاء الله مُتَصلا بيَمينه ، فلا حنث عَليه (۱) ، وإن حَلَف ليَأتينه إن استَطاع ، فهذا الله مُتَصلا بيَمينه ، فلا حنث عَليه (۱) ، وإن حَلَف ليَأتينه إن استَطاع ، فهذا

رؤوس الغنم خاصة، وهذا اختلاف عصر وزمان، كان العرف في زمانه فيهما، وفي زمنهما ف الغنم خاصة، وفي زماننا يفتي على حسب العادة، كما في "الهداية" وغيرها.

- (٩) يدخل.
- (١) جمع تنور.
- (٢) مثل الحنطة والشعير والذرة والدخن، وكل ما يخبز عادةً في البلاد. (ج)
  - (٣) برنج.
- (٤) قوله: "لم يحنث" لأنه غير معتاد، وعندهم وإن أكله في طبرستان أو في بلد عادتهم يأكلون الأرز خبرًا حنث. (الجوهرة النيرة)
- (٥) قوله: "لم يحنث" إلا أن ينوى ذلك؛ لأن حقوق هذه الأشياء ترجع إلى العاقد دون الآمر، فأما إذا نوى ذلك حنث، لأنه شدد على نفسه، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٦) قوله: "لم يحنث [لأنه لا يسمّى جالسًا على الأرض. (ج)]" ومثل هذا إذا حلف لا يجلس على
   هذا الفراش، وإنما لا يحنث لأن مثل الشيء لا يكون تبعًا له، وهذا قول محمد، وهو الصحيح.
  - (٧) أي على هذا السرير . (ج)
  - (٨) لأنه يعدّ جالسًا عليه. (ج)
  - (٩) هذا إذا كانت يمينه على سرير معرف بأن قال: على هذا السرير. (ج)
    - (۱۰) پرده بانقش.
    - (١١) لأنه تبع للفراش، فيعدّ نائمًا عليه.

<sup>(</sup>١٢) قوله: "فلا حنث عليه" لقوله عليه السلام: «من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد برّ في يمينه» إلا أنه لابد من الاتصال، أي اتصال الاستثناء باليمين؛ لأن بعد الفراغ عن اليمين رجوع، ولا رجوع في اليمين. (من "رمز الحقائق" و" الفتح")

<sup>(</sup>۱) قوله: "فهذا على استطاعة الصحة. . . إلخ " يعنى استطاعة الحال، ومعناه إذا لم يمرض، أو يجيء أمر يمنعه من إتيانه، فلم يأته حنث، فإن نوى استطاعة القضاء والقدر من الله تعالى دين فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يدين في القضاء، وقيل: يدين في القضاء أيضًا، لأنه نوى حقيقة كلامه، كذا في "الجوهرة"، وبه قال الطحاوى. وقال الشيخ أبو بكر: يجب أن لا يصدق في القضاء، لأنه يريد صرف الكلام عن ظاهره بالنية، فلا يصدق، ولكن يصدق فيما بينه وبين الله؛ لأنه مما يحتمله كلامه، كما في "شرح الأقطع".

<sup>(</sup>٢) هذا إذا لم يكن له نية، أما إذا نوى شيئًا، فهو على ما نوى. (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: "وكذلك الدهر" يعنى إذا حلف لا يكلمه دهرا، فعندهما يقع على ستة أشهر، وأما أبو حنيفة فلم يقدّر فيه تقديرا، وهذا الاختلاف في المنكر هو الصحيح، أما المعرف بالألف واللام فالمراد به الأبد في قولهم المشهور على جميع عمره، وعن أبي حنيفة أن الدهر ودهرا سواء لا يعرف تفسيره، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٤) لأنه أقل الجمع، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٥) قوله: "فهو على عشرة أيام [لأنه أقلّ الجمع، كذا في "الجوهرة"]" لأنه جمع معرف، فينصرف إلى أقصى ما يذكر من الجمع، وهوالعشرة عند الإمام وهوالصحيح وكذا في المشهور، كذا في "مجمع الأنهر" وغيره.

 <sup>(</sup>٦) قوله: "تركه أبدًا" لأن يمينه وقعت على النفى، والنفى لا يتخصص بزمان دون زمان، فحمل على التأبيد. (الجوهرة)

 <sup>(</sup>٧) قوله: "بر في يمينه [لأنه يصير فاعلا بمرة واحدة. (الفاتح)]" لأن المقصود إيجاد الفعل، وقد أوجده،
 وإنما يحنث بوقوع اليأس منه، وذلك بموته، أو بفوت محل الفعل. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٨) قوله: "ولابد من الإذن في كل خروج" لأن الباء للإلصاق، فمعنى الحلف لا تخرجي إلا خروجًا ملصقًا بإذنى، فالمستثنى منه نكرة في سياق النفي، فأفاد العموم، فكل خروج لا يكون بالإذن كان داخلا في اليمين، وصار شرطًا للحنث، ويشترط أن لا يكون الخروج لوقوع غرق، أو حرق غالبًا، فإن كان لم يحنث، تُم

مَرّةً وَاحِدَةً، ثُمّ خَرَجَت بَعدَ هَا بِغَيرِ إذنه لَم يَحنَث (۱) . وإذَا حَلَفَ أَن لا يَتَغَدّى، فالغَدَاءُ (۲) هُو الأكلُ مِن طُلُوعِ الفَجرِ إلَى الظُهرِ (۲) والعَشَاءُ مِن صَلاةِ الظُهرِ إلَى نصف اللَيلِ، هُو اللَّهُ ورُمِن نصف اللَيلِ إلَى طُلُوعِ الفَجرِ (۱) وإن حَلَفَ لَيقْضِيَن دَينَه إلَى قَرِيب، فَهُو عَلَى والسَحُورُ مِن نصف اللَيلِ إلَى طُلُوعِ الفَجرِ (۱) وإن حَلَفَ لَيقْضِين دَينَه إلَى قَرِيب، فَهُو عَلَى ما دُونَ الشَهرِ (۵) وإن قال: إلَى بعيد، فهُو أكثرُ مِن الشَهرِ (۲) ومَن حَلَف لا يَسكُن هُذه الدَار، فخرَجَ مِنها بنفسه، وتَرك فيها أهلَه ومَتَاعَه حَنث (۱) ومَن حَلَف لَيصعَد نَّ السَماء، أو ليقلبن فخرَجَ مِنها بنفسه، وتَرك فيها أهلَه ومَتَاعَه حَنث (۱) ومَن حَلَف لَيصعَد نَّ السَماء، أو ليقلبن المَول الخَرَى فقد النبي ومن حَلَف لَيقضِينَ فُلانًا دَينَه اليَومَ والحَيد بخروجها مرة بغير إذن لا يحنث بخروجها مرة أخرى لعدم ما يوجب التكرار، وانحلت اليمين بالأول، والحيلة في ذلك أن يقول لها: كلما أردت الخروج، فقد أذنت لك. (رمز الحقائق والفتح)

- (۱) قوله: "لم يحنث" لأنه بالإذن مرة ينتهى اليمين؛ لأن كلمة حتى للغاية، فينتهى اليمين بها، وكلمة الأن محمولة عليها، فإن قلت: يرد عليه قوله تعالى: ﴿لا تَدخُلُوا بُيُوتَ النّبِيّ إلا أن يؤذَنَ لَكُم ﴾ فتكرار الإذن شرط لجواز الدخول دار إنسان بغير إذنه حرام، ولو نوى التعدد بقوله: إلا أن آذن لك صدق قضاء؛ لأنه محتمل كلامه، والرضاء والأمر كالإذن فيما ذكرنا. (رمز الحقائق والفتح)
- (٢) قوله: "فالغداء" قال في "النهاية": هذا توسع في العبارة، ومعناه أكل الغداء والعشاء والسحور على حذف المضاف؛ لأن الغداء اسم لطعام الغداء لا اسم أكله -انتهى- ثم الغداء والعشاء ما يقصد به الشبع عادة، ويعتبر عادة أهل كل بلدة في حقهم، كذا في "الهداية".
  - (٣) حتى لو أكل بعد الظهر لا يحنث، وقبله يحنث. (الفاتح)
    - (٤) وفي الكرخي: من بعد نصف الليل. (ج)
- (٥) قوله: "فهو على ما دون الشهر" هذا إذا لم يكن له نية، أما إذا كانت فهو على ما نوى ما لم يكذبه الظاهر. (الجوهرة)
  - (٦) لأن ما دونه يعدُّ قريبًا. (ج)
- (٧) قوله: "حنث" لأنه يعد ساكنا ببقاء أهله ومتاعه فيها عرفًا، ومن حلف لا يسكن في بلد، فخرج منه
   وترك أهله فيه لم يحنث، لأنه لا يقال لمن بالبصرة أنه ساكن في الكوفة، بخلاف الدار.

قال الكرخى: إذا حلف لا يسكن هذه الدار فإنه لا يبر حتى ينتقل عنها بنفسه وأهله وأولاده الذين معه ومتاعه، فإن لم يفعل ذلك لم يأخذ في النقلة من ساعته، وهو يمكنه حنث، قال في "الهداية": ولابد من نقل المتاع عند أبى حنيفة حتى لو بقى فيها وَتد حنث، وقال أبو يوسف: يعتبر نقل الأكثر؛ لأن نقل الكل قد يتعذر.

. وقال محمد: يعتبر نقل ما يقوم به كأثاث البيت؛ لأن ما وراء ذلك ليس من السكني، وهذا أرفق بالناس، وفي "الفتح": وعليه الفتوى، وفي "المحيط" و "الكافي" وغيرهما: الفتوى على قول أبي يوسف، وقال في "البحر": الفتوى بمذهب الإمام أولى؛ لأنه أحوط، وإن كان غيره أرفق -والله أعلم-.

(٨) قوله: "انعقدت يمينه، وحنث عقيبها [أى بعد فراغه من اليمين.]" وجه انعقاد اليمين أن إيجاب الله تعالى، وإيجاب الله تعالى يعتمد التصور دون القدرة فيما له حلف، ألا ترى أن الصوم

مختصر القدوري كتاب الدعوى فقضاهُ، ثُمَّ وَجَدَ فُلانُ بَعضَهَا زُيُّوفًا، أو نَبهرَجَةً، أو مُستَحِقّةً لَم يَحنَث (١) الحالفُ، وإن وَجَدَهَا رَصَاصًا أوسَتّوقَةً حَنثَ (٢) ومَن حكَفَ لا يَقبض ُ دَينَه دِرهَمًا دُونَ دِرهَم، فَقَبَضَ بَعضَه لَم يَحنَث (٣) حَتَّى يَقبضَ جَميعَه مُتَفَد رَقًا (١)، وإن قَبضَ دَينَه في وَزَنَتَ بِن لَـم يَتَشَاغَ ل بَينَهُ مَا إلا بعَمَ لِ السوَزِنِ لَـم يَحنَث (٥) ولَيسَ ذَلِكَ بتَفريقِ، ومَن حَلَفَ لَيَأْتَيَنَّ البَصِرَةَ فلَم يَأْت حَتَّى مَاتَ حَنثَ في آخَر جُزء من أجزَاءِ حَيَاته (٦٠) . كتَابُ الدَعوَى(٧)

# المُدَّعِي مَن لا يُجبَرُعَلَى الخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا، والمُدَّعَى عَلَيهِ مَن يُجبَرُعَلَى

واجب على الشيخ الفاني، وإن لم يكن له قدرة لمكان التصور والخلف وهو الفدية، فتجب الكفارة منها عقيب وجوب البر يحنثه بواسطة عجزه الثابت عادة، كماوجبت الفدية هناك عقيب وجوب الصوم، ( الطحطاوي).

- (١) قوله: "لم يحنث" لأن الزيافة عيب، والعيب لا يعدم الجنس، ولهذا لو تجوز بها صار مستوفيًا، وقبض المستحقة صحيح، ويرتفع بردها البر المتحقق الزيوف ما رده بيت المال، وهي دراهم فيها غش، والنبهرجة: ما ضرب في غير دار الضرب، كذا في "الجوهرة النيّرة".
  - (٢) قوله: "حنث" لأنهما ليسا من جنس الدراهم، والستوقة صفر مموَّه بالفضة وهي المشبهة. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "لم يحنث" لأن الشرط قبض الكل، لكنه بوصف التفريق، ألا ترى أنه أضاف القبض إلى دين معروف مضاف إليه، فينصرف إلى كله، فلا يحنث إلا به، كذا في "الهداية". (الجوهرة)
  - (٤) بتفريق اختياري، لا بتفريق اضطراري. (الفاتح)
- (٥) قوله: "لم يحنث" لأنه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة، فيصير هذا القدر مستثنى منه، ولأن الديون كذا يقبض. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "حنث [لأن البر قبل ذلك مرجو". (ج)] في آخر جزء... إلخ "لأن عدم الإتيان حينئذ يتحقق لا قبله ، كذا في "مجمع الأنهر".
- (٧) قوله: "كتاب الدعوى" انتقل من بيان ما يتأكد به الخبر إلى بيان ما يتأكد به الدعوى، وهو في الإخبار للالتزام، وفي الدعوى لقطع الخصومة ودفع الدعوى، فيكون المناسبة بينهما من حيث التضاد، والدعوي اسم للادعاء الذي هو مصدر ادعى زيد على عمرو مالا، فنزيد المدعى، وعمرو المدعى عليه، والمال المدعى والمدعى به خطأ، وألفها للتأنيث فلا تنون، يقال: دعوى باطلة أو صحيحة، وجمعها دعاوى -بفتح الواو لا غير- كفتوى وفتاوى.

وهي في اللغة: عبارة عن إضافة الشي إلى نفسه حال المسالمة أو المنازعة، وفي الشرع: يراد به إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة لا غير ، كما في "المبسوط". وقيل: هي في اللغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره، وفي الشرع عبارة عن قول لا حجة لمدعيه على دعواه حتى إن من كان له حجة يسمى محقًّا لا مدَّعيًّا، ويصح أن يقال: مسيلمة الكذاب -لعنه الله- مدّع للنبوة؛ لأنه لا دلالة معه، وأنه قد عجز عن إثبات دعواه، ولا يقال: إن النبي ﷺ مدّع للنبوة، لأن القرآن دلّ على صدقه، وأنه أثبتها بالمعجزات، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>١) إذا تركها. (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "ولا يقبل الدعوى حتى يذكر شيئًا . . . إلخ " فجنسه أن يقول : ذهبًا أو فضة ، وقدره أن يقول : عشرة دراهم أو خمسة دنانير ، لأنه إذا لم يتبين ذلك كان مجهولا ، والمجهول لا تصح إقامة البينة عليه ، ولو نكل الخصم فيه عن اليمين لا يقضى عليه بشيء . (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>٣) كالدراهم والدنانير والحنطة مثلا.

<sup>(</sup>٤) المدّعي.

<sup>(</sup>٥) منقولاً.

 <sup>(</sup>٦) قوله: "كلّف إحضارها. . . إلخ" لأن الإعلام بأقصى ما يمكن شرط، وذلك بالإشارة في المنقول؛
 لأن النقل ممكن، والإشارة أبلغ في التعريف. (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>٧) ليصير المدّعي معلومًا؛ لأن العين لا تعرف بالوصف، والقيمة تعرف به، وقد تعذر مشاهدة العين.

<sup>(</sup>۸) بمعنی زمین.

<sup>(</sup>۹) أي ذكر حدوده.

<sup>(</sup>١٠) قوله: "وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به" لجواز أن يكون مرهونًا في يده أو محبوسًا بالثمن في يده، والمطالبة يزول هذا الاحتمال، ويذكر حدوده الأربعة، ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابهم، ولابد من ذكر الجد عند أبي حنيفة رحمه الله هو الصحيح، وقيل: يكتفى بذكر الأب في هذا الموضع، وإن كان الرجل مشهورًا يكتفى بذكره، فإن ذكر ثلاثة حدود يكتفى به عندنا لوجود الأكثر، خلافًا لزفر، وكما يشترط التحديد في الدعوى يشترط في الشهادة. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١١) المدّعي، وفي بعض النسخ: وإن ادّعي حقًّا.

<sup>(</sup>۱۲) أي دينًا.

<sup>(</sup>١٣) قوله: \*ذكر [المدّعي] أنه يطالبه [المدّعي عليه] به "أى أن المدعى يطالب المدعى عليه بالدين؛ لأن فائدة الدعوى إجبار القاضي المدعى عليه على إيفاء حق المدعى، وليس للقاضي ذلك إلا إذا طالبه به فامتنع، كذا في "مجمع الأنهر".

<sup>(</sup>١٤) القاضي.

<sup>(</sup>١٥) أي بالدعوي.

<sup>(</sup>١٦) قوله: "وإن أنكر" أي المدعى عليه إنكارًا صريحًا أو غير صريح، كما إذا قال: لا أقر ولا أنكر، فإنه

فَإِن أَحضَرَهَا قَضَى بِهَا (١) وإِن عَجَزَ (٢) عَن ذَلِكَ (٣) وَطَلَبَ يَمِينَ حَصمِه (٤) استَحلَفَه (٥) عَلَيهَا (٢) وإِن قَالَ: لِى بَيْنَةٌ حَاضِرَةٌ (٧) وَطَلَبَ اليَمِينَ ، لَم يَستَحلَف عَندَ أَبِي حَنيفَة وَكَيهَ اللهُ تعالَى ، وَلا تُقبَلُ بَيْنَةُ صَاحِبِ اليَد فِي الملكِ رَحِمَهُ اللهُ تعالَى ، وَلا تُقبَلُ بَيْنَةُ صَاحِبِ اليَد فِي الملكِ المُطلَق (٩) وإذَا نَكَلَ المُدّعَى عَلَيهِ عَن اليَمِينِ ، قَضَى عَليهِ بالنُكُولِ (١٠٠) وألزَمَه مَا ادّعَى

إنكار عندهم، وما روى أنه إقرار غير ظاهر، فيحبس حتى يقر فعلا، كما في القهستاني، لكن قال السرخسى: وعند أبي يوسف يحبس إلى أن يجيب، في "البحر": الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في "الألفية" و "الزازية"، فلهذا أفتيت بأنه يحبس إلى أنه يجيب، وتمامه فيه، فليراجع، كذا في "مجمع الأنهر".

(١٧) قوله: "سأل المدعى البينة" لأن من أصل أبي حنيفة أن لا يحلف المنكر إذا قال المدعى: لى بينة حاضرة، فلهذا وجب أن يسأله عن البينة، كذا في "شرح الأقطع" و "الجوهرة"، ولما رواه الشيخان عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى النبي على أرض كانت لأبي، فقال الكندى: هي أرضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق، فقال عليه السلام للحضرمى: ألك بينة، قال: لا، قال: فلك يمينه، الحديث.

- (١) قوله: "قضى بها" لانتفاء التهمة عنها، أي عن الدعوى، لترجح جانب الصدق على الكذب بالبينة، كذا في "نتائج الأفكار".
  - (٢) المدعى.
  - (٣) أي عن إحضار البينة.
    - (٤) مدعى عليه.
      - (٥) القاضي.
  - (٦) أي على الدعوى لما روينا .
    - (٧) معناه حاضرة في المصر.
- (٨) قوله: "ولا ترد اليمين على المدعى" لقوله عليه السلام: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» أخرجه البيهقي في "سننه" عن ابن عباس، فقسم النبي على الخصمين، فجعل البينة على المدعى، واليمين على من أنكر، والقسمة تنافى الشركة، وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء.
- (٩) قوله: "في الملك المطلق" أراد بالمطلق أن يدعى الملك من غير أن يتعرض للسبب، بأن يدعى أن هذا ملكه، ولا يزيد على هذا، وإن قال: اشتريته أو ورثته لا يكون دعوى ملك مطلق. (الجوهرة)
- (١٠) قوله: "قضى عليه. . . إلخ" وقال الشافعى: لا يقضى بنكوله ، بل يرد اليمين على المدعى إذا نكل المدعى عليه ، فإن حلف يقضى له بالمال ، وإن نكل انقطعت المنازعة بينهما ، لما روى عن على رضى الله عنه أنه حلف المدعى بعد نكول المدعى عليه ، ولنا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ما ذكرناه ، روى عن على رضى الله عنه أيضًا أنه وافق إجماعهم ، فإنه روى عن شريح أن المنكر طلب منه رد اليمين على المدعى ، فقال : هذا ليس لك إليه سبيل ، وقضى بالنكول بين يدى على رضى الله عنه ، فقال له على رضى الله عنه : قالون ، ومعناه بالرومة أصبت ، أى بهذا الأمر ، كذا في "رمز الحقائق" .

عَلَيه، ويَنبَغِى للقَاضِى أَن يَقُولَ لَه: إِنّى أُعرِضُ عَلَيكَ اليَمِينَ ثَلاثًا (()، فإن حَلَفتَ (() وإلا قضيتُ عَلَيكَ بِمَا ادّعَاهُ (() وإذَا كَرَرَ العَرضَ ثَلاثَ مَرّات () قضي عَلَيه بالنُكُول، وإن كَانَت الدَعوَى نِكَاحًا لَم يُستَحلَف المُنكرُ عِندَ أبى حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (٥) ولا يُستَحلَفُ فِي النِكاحِ (١) والنَسَبِ والوَلاءِ يُستَحلَفُ فِي النِكاحِ (النَسَبِ والوَلاءِ )

- (١) أي يقول: هذا القول ثلاث مرات.
  - (٢) فبها.
  - (٣) المدّعي.
- (3) قوله: "ثلاث مرات" وهذا احتياط، فلو قضى عليه بالنكول بعد العرض مرة واحدة جاز، وصورة العرض أن يقول له القاضى: احلف بالله ما لهذا عليك هذا المال، فإن أبى أن يحلف يقول له ذلك وفى المرة الثانية، فإن أبى يقول له: بقيت الثالثة فإن لم تحلف قضيت عليك بالنكول، فإن حلف فبها وإلا قضى عليه، قالوا: فإذا حلف فأقام المدعى البينة قضى بها؛ لما روى عن عمر وشريح وطاوس أنهم قالوا: اليمين الفاجر أحق أن ترد من البينة العادلة، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٥) قوله: "لم يستحلف المنكر... إلخ" لأن النكول عنده بمنزلة البذل، والنكاح لا يصح بذله، وفائدة اليمين النكول، فلهذا لم يستحلف فيه، ولا نفقة لها في مدة المسألة عن الشهود، قال في "الذخيرة": إذا قالت المرأة للقاضى: لا يمكننى أن أتزوج؛ لأن هذا زوجى وقد أنكر النكاح، فليطقنى لأتزوج، والزوج لا يمكنه أن يطلقها؛ لأن بالطلاق يصير مقراً بالنكاح، فماذا يصنع؟ قال فخر الإسلام: يقول القاضى للزوج: قل لها: إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلاثاً، فإنه على هذا التقدير لا يصير مقراً بالنكاح، ولا يلزمه شيء. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "ولا يستحلف. . . إلخ" وهذا عند أبى حنيفة لما بينا أن فائدة اليمين النكول، وهو قائم مقام البذل عنده، وهذه الأشياء لا يصح بذلها، وصورة هذه المسائل إذا قال لها: بلغك النكاح فسكت، فقالت رددت، فالقول قولها ولا يمين عليها، وكذا إذا ادعت هي النكاح عليه، فأنكر لم يستحلف.

وصورة الرجعة: ادعت عليه قبل انقضاء عدتها أنه راجعها في العدة، أو ادعى هو ذلك عليها.

وصورة الفيء: ادَّعي المولى عليها بعد انقضاء المدة أنه فاء إليها في المدة، إذ هي ادعت ذلك عليه.

وصورة الرق: ادعى على مجهول أنه عبده، أو ادعى المجهول أنه مولاه، وأنكر الآخر.

وصورة الاستيلاد: أن تقول الجارية: أنا أم ولد لمولاي، وهذا ابني منه، وأنكر المولى، أو ادعت أنها ولدت منه ولدًا قد مات وأنكر المولى، وأما المولى ادعى الاستيلاد يثبت بإقراره، ولا يلتفت إلى انكارها، ففي هذه المسائل يتصور الدعوى من الجانبين إلا في الاستيلاد خاصة.

وصورة الولاء: ادعى مجهول على معروف أنه أعتقه، أو ادعى المعروف عليه ذلك في ولاء الموالاة، وصورته في النسب ادعى على مجهول أنه ولده بأن قال: هذا ابني وهو ينكر، أو يدعى هو عليه، وأما الحدود فأجمعوا أنه لا يستحلف فيها إلا في السرقة، فإنه يستحلف فيها لأجل المال، وصورته ادعى على آخر سرقة فأنكر، فإنه يستحلف فيه بالإجماع لأنه في معنى فأنكر، فإنه يستحلف فيه بالإجماع لأنه في معنى الحد، وصورته: ادعت على زوجها أنه قذفها، وأرادت استحلافه، فإنه لا يستحلف.

ثم معنى قوله: لا يستحلف في النكاح يعنى إذا لم يقصد به المال، أما إذا قصدُ به ذلك وجب الاستحلاف، بأن ادعت أنه تزوجها على كذا، وأنه طلقها قبل الدخول، فلزمه نصف مهرها، فإنه يستحلف لها والحُدُود واللعَان . وقَالا (۱٬) يُستَحلَفُ في ذَلكَ كُلّه إلا في الحُدُود واللعَان (۲٬) وإذَا ادّعَى اثنَان عَينًا في يَد اَخرَ، وكُل واحد منهُ مَا يَزعَمُ أنّها لَه، وأقاما البيّنَة ، قَضَى بِهَا بينَهُ مَا (۲٬) ، وإن ادّعَى كُل وَاحِد منهُ مَا نِكَاحَ امرَأَة ، وأقاما البيّنَة لَم يُقضَ بواحدة من البيّنتين (۲٬) ويرجع (۵٬) ادّعَى كُل وَاحد (۱٬) منهُ مَا البيّنتين ويرجع (۵٬) إلى تصديق المَّرأة لأحَد هما (۲٬) وإن ادّعَى اثنان كُل واحد (۱٬) منهُ مَا البيّنة بنه الشترى منه (۵٬) هذا العبد، وأقاما البيّنة ، فكُل واحد منهُ ما بالخيار ، إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن ، وإن شاء تَرك (۱٬۰۰ فإن قضى القَاضي بِه بَينَهُ مَا ، فقال أحَدُهُ مَا: لا أختار (۱٬۰۰ منهُ مَا وان لم للأخر أن يَأخُذَ جَمِيعَه (۱٬۰۰ منهُ مَا وان لم

بالإجماع، وكذا إذا قصد الإرث والنفقة، كذا في "المصفى"، هكذا ذكره في "الجوهرة النيّرة".

(١) قوله: "وقالا... إلخ" وعلى قولهما الفتوى، ذكره في "الكنز" و "قاضى خان"، وهو اختيار فخر الإسلام على البزدوى معلّلا بعموم البلوى، وفي "النهاية": قال المتأخرون: إن المدعى إذا كان متعنّتًا يأخذ القاضى بقولهما، وإن كان مظلومًا بقوله، كذا في "مجمع الأنهر".

(٢) وفي نسخة: والقصاص لمكان اللعان.

(٣) قوله: "قضى بها بينهما" يعنى إذا ادعيا ملكاً مطلقًا، ولا تاريخ معهما، أو كان تاريخهما واحد، فإن كانت بينة أحدهما أسبق تاريخا فهى له عندهما، وقال محمد: يقضى بها بينهما نصفين، وإن أرّخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر، فهى بينهما نصفان عند أبى حنيفة ولا عبرة للوقت، وقال أبو يوسف: يقضى بها لصاحب التاريخ، وقال محمد: يقضى بها للذى لم يؤرح، وهذا إذا كانت العين فى يد ثالث، أما إذا كانت فى يد أحدهما، قضى بها للخارج إلا أن يذكرا تاريخا، وتاريخ صاحب اليد أسبق، حينئذٍ يكون صاحب اليد أولى من الخارج، كذا فى "الجوهرة".

- (٤) لتعذر العمل بهما؛ لأن المحل لا يقبل الاشتراك. (ج)
  - (٥) فإن لم تصدق أحدًا منهما، فرق بينهما وبينها. (ج)
- (٦) لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين، فيرجع إلى تصديقها،
  - (٧) على رجل .
    - (٨) يزعم.
  - (٩) معناه من صاحب اليد. (ج)
- (١٠) قوله: "وإن شاء ترك" لأن كل واحد منهما عاقد على الجملة، وقد سلم له نصفها، ولم يسلم له الباقى، فكان له الخيار بين الأخذ والترك، هذا إذا لم يؤرخا، فإن أرخا فأسبقهما تاريخًا أولى، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر، قضى به لصاحب التاريخ. (الجوهرة)
  - (١١) أي لا أختار النصف بنصف الثمن. (ج)
- (١٢) قوله: "لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه" لأنه صار مقضيًا عليه بالنصف، فانفسخ العقد في نصف الباقي، والعقد متى انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديد، ولم يوجد بخلاف ما لو ترك أحدهما قبل القضاء

يَذ كُرَا تَارِيخًا، ومَعَ أَحَدهِمَا قَبِضٌ (()، فَهُوَ أُولَى بِه، وإن ادَّعَى أَحَدُهُمَا شَرَاءً، والآخَرُهِبَةً وَقَبِضًا (()، وأقَامَا البَيّنَة، ولا تَارِيخَ مَعَهُمَا، فالشَرَاءُ أُولَى مِن الأَخَرِ (()، وإن ادَّعَى أَحَدُهُمَا الشَرَاءُ ()، وأقَامَا البَيّنَة، ولا تَارِيخَ مَعَهُمَا، فالشَرَاءُ أَولَى مِن الأَخَرِ (()، وإن ادَّعَى أَحَدُهُمَا رَهِنًا الشَرَاءُ ()، وادَّعَت المَرأةُ أنّه (() تَزَوَّجَهَا عَلَيه (()) فَهُمَا سَوَاءٌ (()) وإن ادَّعَى أَحَدُهُمَا رَهِنًا وقَبَضًا، والآخَرُهِبَةً وقَبِضًا، فالرَهِنُ أولَى (())، وإن أقَامَ الخَارِجَانِ البَيّنَةَ عَلَى الملكِ والتَارِيخ، فصَاحِبُ التَارِيخِ الأقدَم (()) أولَى (())، وإن ادَّعَيَا الشَرَاءَ مِن وَاحِد (())، وأقَامَا البَيّنَةَ عَلَى الشَرَاءِ مِن الأَخْرِ، عَلَى تَارِيخَينِ، فَالأوّلُ أُولَى (())، وإن أقَامَ كُلّ وَاحِد مِنهُمَا البَيّنَةَ عَلَى الشَرَاءِ مِن الأَخْرِ،

به بينهما حيث يكون للآخر أن يأخذ كله؛ لأنه أثبت ببينته أنه اشترى الكل، وإنما يرجع على النصف بالمزاحمة ضرورة القضاء به، ولم يوجد. (رمز الحقائق والفتح والعناية)

- (١٣) لأنه أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحد. (ج)
- (١) قوله: "ومع أحدهما قبض فهو أولى به" معناه أنه في يده؛ لأنه تمكنه من قبضه دليل على سبق شراءه، فإن ذكر صاحبه بعد ذلك وقتا لم يلتفت إليه إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل شراء الذي هو في يده؛ لأن الصريح يفوق الدلالة. (الجوهرة النيرة)
  - (٢) معناه من واحد، أما إذا كان من اثنين يقبل البينتان ويتنصّف. (ج)
- (٣) قوله: "فالشراء أولى من الآخر" لأنا إذا لم نعلم تاريخهما، حكمنا بوقوع العقدين معًا، وإذا حكمنا بهما معًا، قلنا: عقد الشراء يوجب الملك بنفسه، وعقد الهبة لا يوجب الملك إلا بانضمام القبض، فسبق الملك في البيع من الملك في الهبة، فكان أولى. (الجوهرة النيرة)
  - (٤) لعبد من ذي اليد.
    - (٥) أي ذو اليد.
      - (٦) العبد.
- (٧) قوله: "فهما سواء [إذا أقامها البينة]" لاستواءهما في القوة، فإن كل واحد منهما معاوضة يثبت الملك بنفسه، وهذا عند أبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله: الشراء أولى ولها على الزوج القيمة، أي قيمة العبد؛ لأنه أمكن العمل بالبينتين بتقديم الشراء، إذ التزوج على عين مملوك الغير صحيح، ويجب قيمته عند تعذر تسليمه، كذا في "الهداية".
- (٨) قوله: "أولى" من الهبة يعنى بغير عوض، أما إذا كانت بشرط العوض، فهو أولى؛ لأنها بيع انتهاء، والبيع أولى من الرهن أولى من الهبة إنما هو إذا كان دعواهما من واحد، أما إذا كان من اثنين فهما سواء، كما في "الجوهرة النيرة".
  - (٩) وفي نسخة: الأبعد.
  - (١٠) لأنه أثبت أنه أول المالكين. (ج)
    - (١١) معناه من غير صاحب اليد.
  - (١٢) قوله: "فالأول أولى" لأنه أثبت في وقت لا منازعة له فيه. (الجوهرة)

وذَكَرَا تَارِيخًا(()، فهُمَا سَوَاءٌ(()) وإن أَقَامَ الْحَارِجُ البَيْنَةَ عَلَى مِلْكُ مُؤرِّخٍ، وأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ البَيْنَةَ عَلَى مِلْكُ أَقْدَمَ تَارِيخًا، كَانَ أُولَى (()) وإن أَقَامَ الخارِجُ وَصَاحِبُ الْيَد كُلِّ وَاحَد مِنهُما بَيْنَةً بِالنِتَاجِ (()) فَصَاحِبُ الْيَد أُولَى (()) وكَذَلِكَ النَسِجُ فِي الثِيَابِ التِي لا تُنسَجُ إلا مَرَّةً وَاحَدةٌ (() وكَذَلِكَ كُلَّ سَبَبِ فِي الْمَلْكِ (() لاَيَتَكرّرُ، وإن أَقَامَ الخَارِجُ بَيّنَةً عَلَى السَملُكِ السَملُكِ السَمُطلَقِ، وصَاحِبُ اليَد بَيّنَةً عَلَى السَرَاء مِن أَلا يَتَكرّرُ، وإن أَقَامَ الخَارِجُ بَيّنَةً عَلَى السَرَاء مِن الآخَوِ، ولا تَارِيخَ مَعَهُمَا (())، تَهَاتَرَت (() البَيّنَتَان، وإن أَقَامَ أَحَدُ المُدَعِينِ شَاهِدَينِ، والآخَرُ أُربَعَةً، فَهُمَا سَوَاءٌ (())، ومَن ادّعَى قصاصًا عَلَى غَيرِه، وَحَدَدُ المُدُعِينِ شَاهِدَينِ، والآخَرُ أُربَعَةً، فَهُمَا سَوَاءٌ (())، ومَن ادّعَى قصاصًا عَلَى غَيرِه، وَحَدَدَ استُحلِفَ، فإن نَكلَ عَن اليَمِينِ فِيمَا دُونَ النَفْسِ لَزِمَهُ القِصاصُ، وإن نَكلَ فِي النَفَس، حُبس حَتَّى يُقرّ، أو يَحلف .

<sup>(</sup>١) واحداً (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "فهما سواء" لأنهما يثبتان الملك لبائعهما، فيصير كأنهما حضرا، ثم يخير كل واحد منهما، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٣) قوله: "كان أولى" هذا عندهما، وقال محمد: لا تقبل بينة ذى اليد فى الملك المطلق أصلا؛ لأن البينتين قامتا على الملك، ولم يتعرضا لجهة الملك، فكان التقدم والتأخر سواء، ولهما أن بينة ذى اليد دلت على تقدم الملك، فكانت أولى، كذا في "رمز الحقائق".

<sup>(</sup>٤) أي على أنها ولدت عنده.

<sup>(</sup>٥) قوله: "فصاحب اليد أولى" لأن بينتهما قامتا على ما لا تدل عليه اليد، فاستوتا في الإثبات، وترجحت بينة صاحب اليد باليد، فيقضى له به، ولا عبرة للتاريخ؛ لأن أولية الملك يستوعب كل تاريخ، فلا يفيد ذكره من أحدهما أو منهما اتحد التاريخان أو اختلفا ما لم يذكرا تاريخا مستحيلا بأن لم يوافق من المدعى، والقياس أن يكون الخارج أولى، وبه قال ابن أبى ليلى. وقال عيسى بن أبان: تهاترت البينتان، ويترك في يد ذى اليد على وجه القضاء، وجه الاستحسان ما روى أنه عليه الصلاة والسلام قضى لذى اليد بناقة بعدما أقام الخارج بينة أنها ناقته، نتجتها، ولأن اليد لا تدل على أولية الملك، فكان مساويًا للخارج، فبإثباتها يندفع الخارج، وبينة صاحب اليد مقبولة للدفع، كذا في "مجمع الأنهر"

<sup>(</sup>٦) كغزل القطن. (ج)

<sup>(</sup>٧) كالأواني إذا كسرت لا تعود. (ج)

<sup>(</sup>٨) لأنه يقر بالملك الخارج، ويدعى الانتقال منه، فيقبل إذا أقام البينة. (الفاتح)

<sup>(</sup>٩) لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر. (الفاتح)

<sup>(</sup>١٠) أي تساقطتا وبطلتا، وتركت الدار في يد ذي اليد. (ج)

<sup>(</sup>١١) لأن شهادة الأربعة كشهادة الاثنين. (ج)

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: يَلزَمُهُ الأرشُ فِيهِمَا (')، وإذَا قَالَ المُدّعِيُّ: لِى بَيْنَةُ حَاضِرَةٌ (')، قِيلَ لَخصمه (آ): أعطه كَفيلا بنفسكَ ثَلاثَةَ أَيّام، فإن فَعَلَ (') وإلا أمرَ بُلازَمَته (') إلا أن يَكُونَ غَرِيبًا (') عَلَى الطَرِيق، فيُلازِمُه مِقَدَارَ مَجلس القَاضِي (')، وإن قَالَ الشَيءُ أو دَعَنِيه فُلانُ الغَائِبُ، أو رَهنهُ عندى، أو غَصَبتُه منهُ، وأقامَ بَيّنَةً عَلَى ذَلِكَ، فلا خُصُومَة بَينَه وبَينَ السَمُدّعِي (')، وإن قَالَ السَعتُه مِن فُلانِ الغَائِب، فهُو خَصَمُ ('')، وإن قَالَ السَمُدّعِي: سُرِقَ مِنّى وأقَامَ البَيّنَة، وقَالَ صَاحِبُ البَد:

- (٢) أي في المصر . (ج)
- (٣) كي لا يغيب فيضع حقه استحسانًا.
  - (٤) فيها.
  - (٥) كى لا يذهب حقه. (ج)
    - (٦) أي مسافر .
- (٧) قوله: "مقدار مجلس القاضي" وكذا لا يكفل إلا إلى آخر المجلس، والاستثناء منصرف إليهما، أي إلى أخذ الكفيل والملازمة، وأخذ الكفيل أكثر من ذلك زيادة ضرر به يمنعه من السفر، ولا ضرر في هذا المقدار.

وقوله: بملازمته ليس تفسير الملازمة المنع من الذهاب، لكن يذهب الطالب معه ويدور معه أينما دار، فإذا انتهى إلى باب داره، وأراد الدخول يستأذنه الطالب في الدخول، فإن أذن له دخل معه، وإن لم يأذن له يحبسه على باب داره، ويمنعه من الدخول، كذا في "الفوائد"، ثم إذا لازم المدعى غريمه بإذن القاضى، ليس له أن يلازمه بغلامه و لا بغيره، وإنما يلازمه بنفسه إذا لم يرض المدعى عليه؛ لأنه هو الخصم وحده، كذا في الفتاوى.

(٨) قوله: "فلا خصومة...إلخ" لأنه أثبت أمرين أحدهما الملك للغائب، وهو غير مقبول شرعً، والآخر دفع خصومة المدعى؛ لأن البينة تثبت الملك للغائب، ولا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في ملكه بلا رضاءه.

وقال ابن أبى ليلى: تسقط الخصومة بلا بينة؛ لأنه لا تهمة فيما أقر به على نفسه، فتبين أن يده يد حفظ لا يد خصومة، وبه يؤخذ، واختاره في المختار أن المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الإمام، وإن كان معروفًا بالحيل لم تندفع عنه؛ لأنه قد يأخذ مال الغير غصبًا. ثم يدفع سراً إلى من يريد أن يغيب، ويقول له: أو دعه عندى بحضرة الشهود قصدًا لإبطال حق الغير، فلا تقبل بينته لهذه التهمة، كذا في "مجمع الأنهر".

- (٩) ذو اليد.
- (١٠) قوله: "فهو خصم" لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصمًا، فلا تندفع الخصومة لكون يده يد خصومة لاعترافه سبب الملك وهو الشراء. (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>١) قوله: "يلزمه الأرش فيهما" لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهما، فلا يثبت به القصاص، ويثبت به الأرش، ولأبى حنيفة أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال، فيثبت بالنكول دون القصاص، فيحبس حتى يقر أو يحلف، كذا في "الجوهرة النيّرة".

أُودَعَنيه فُلانٌ، وأقَامَ البَيّنَةُ (١) لَم تَندَفع الْخُصُومَةُ (٢).

وإن قَالَ المُدَّعِي: ابتَعتُه مِن فُلان، وقَالَ صَاحِبُ اليَد: أو دَعَنيه فُلانٌ ذَلِكَ، سَقَطَت الخُصُومَةُ "بَغيرِ بَيّنَة، واليَمِينُ بالله تَعَالَى دُونَ غَيرِه (أَ) ويُؤكّدُ بَذكرِ أوصَافِه (أَ) ولا يُستَحلَفُ بالطَّلاقِ ولا بالعَتَاق (أ) ويُستَحلَفُ اليَهُ وديّ بالله الذي أنزَلَ التَورَاةَ عَلَى مُوسَى (أَ) والنَصرَانِيّ بالله الذي أنزَلَ الإنجيلَ عَلَى عِيسَى عَليه السَلامُ (أَ) والسَمَجُوسِيّ بالله الذي أنزَلَ الإنجيلَ عَلَى عِيسَى عَليه السَلامُ (أ) والسَمَجُوسِيّ بالله الذي خَلقَ النَارَ (أ) ولا يُستَحلَفُونَ فِي بُيُوتِ عِبَادَتِهِم ('') ولا يَجِبُ تَعلِيظُ اليَمِينِ عَلَى بالله الذي حَلقَ النَارَ (أ) ولا يُستَحلَفُونَ فِي بُيُوتِ عِبَادَتِهِم ('')

(١) على ذلك.

(۲) قوله: "لم تندفع الخصومة" وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف، وهذا استحسان، وقال محمد: تندفع؛ لأنه لم يدع الفعل عليه، فصار كما إذا قال: غصب منى على ما لم يسم فاعله، ولهما أن ذكر الفعل يستدعى الفاعل لا محالة، والظاهر أنه هو الذى في يده إلا أنه أى المدعى لم يعينه درء للحد شفقة عليه، أى على ذى اليد، وإقامة لحسبة الستر، أى لثوابه، فصار كما إذا قال: سرقت بخلاف الغصب؛ لأنه لا حد فيه، فلا يحترز عن كشفه، كذا في "الهداية".

(٣) قوله: "سقطت الخصومة بغير بينة" لأنهما توافقا على أصل الملك فيه لغيره، فيكون وصولها إلى ذي اليد من جهته، فلم تكن يده يد خصومة إلا أن فلانًا وكّله بقبضه؛ لأنه أثبت ببينته أنه أحق بإمساكها. (الجوهرة)

(٤) قوله: "واليمين بالله تعالى دون غيره" أى اليمين المشروع المعتبر بالله تعالى ؛ لما روى عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام سمع عمر رضى الله عنه يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخارى ومسلم وأحمد وعن أبى هريرة: قال: قال رسول الله على الا تحلف بالله ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون»، رواه النسائي، وعن ابن مسعود رضى الله عنه: لأن أحلف بالله كذبًا خير من أن أحلف لغيره صادقًا. (رمز الحقائق والفتح والعناية)

(٥) قوله: "ويؤكد بذكر أوصافه" يعنى بدون حرف العطف مثل والله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحيم الرحمن ما لفلان عليك ولا قبلك هذا المال الذى ادعاه وهو كذا وكذا، ولا شيء منه، وأما بحرف العطف فإن اليمين تكرر عليه، والمستحق عليه يمين واحدة، فإنه لو قال: والله والرحمن والرحيم كان أيمانًا ثلاثًا، وإن شاء القاضى لم يغلظ فيقول: والله أو بالله، وقيل: لا يغلظ على معروف بالصلاح، ويغلظ على غيره، وقيل: يغلظ في الخطير من المال دون الحقير من المال. (الجوهرة)

(٦) قوله: "ولا يستحلف بالطلاق [هو الصحيح، وبه أفتى في "البحر"]. . . إلخ "لقوله عليه الصلاة: «ملعون من حلف بالطلاق»، فالتحليف به حرام، بل اختلفوا في كفره، وقيل: في زماننا إذا ألح الخصم ساغ للقاضى أن يحلفه بذلك لقلة مبالات المدعى عليه باليمين بالله تعالى، وكثرة الامتناع بسبب الحلف بالطلاق، كذا في "الهداية". (الجوهرة)

- (٧) لأن اليهودي يعظم التوراة. (ع)
- (٨) لأن النصراني يعظم الإنجيل. (ع)

<sup>(</sup>٩) لأن المجوسي يعظم النار، و تؤكد اليمين عليهم بذكر حالقها. (ع)

المُسلّم بِرَمَان ولا بِمَكَان (۱) وَمَن ادّعَى أنّه ابتَاعٌ مِن هَذَا عَبدَه بِالف، فجَحدَهُ أَستُحلَفَ بِاللهِ مَا بَينَ كُمّا بَيعٌ قَائِمٌ فِيه (۲) ولا يُستَحلَفُ بالله مَا بِعت (۱) ويُستَحلَفُ في الغَصبِ بالله مَا يَستَحق عَلَيك رَدّهَ في الغَصبِ بالله مَا عَصبَت (۱) وفي النكاح (۱) يستَحق عَليك رَدّهَ في العَين، ولا ردَّ قِيمَتها، ولا يُستَحلَف بالله مَا عَصبَت (۱) وفي النكاح (۱) بالله مَا بينكُما نكاح قَائِمٌ في الحَال (۱) وفي دعوى الطلاق (۱) بالله مَا هي بَائِنٌ منك السّاعَة بَا بلله مَا بينكُما نكاح أَقائمٌ في الحَال (۱) وفي دعوى الطلاق (۱) بالله مَا هي بَائِنٌ منك السّاعَة بَا ذكرت، ولا يُستَحلَف (۱) بالله مَا طلّقها، وإن كَانَت دَارٌ في يَد رَجُل ادّعَاهُ اثْنَان: أحَدُهُمَا جَميعَهَا، والأَخرُ نِصفَهَا، وأقَامَا (۱) البَيّنَة، فلصاحِب الجَميع ثَلاثَةُ أَربَاعِهَا (۱) ولصاحِب النصف ربُعُها عندَ أبي حَنيفَة رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى .

وقَالا: هِيَ بَينَهُمَا أَثَلاثًا (١١)، ولَو كَانَت الدَارُ فِي أيدِيهِمَا، سُلَّمَت (١٢) لصَاحِبِ الجَمِيع

- (١) لأن المقصود تعظيم المقسم بها، وهو حاصل بدون ذلك؛ لأنه في ذلك تأخير حق المدّعي. (ج وعيره)
  - (٢) في الحال. (ج)
  - (٣) لأنه قد يباع الشيء، ثم يقال فيه: أو يرد بالعيب. (ج)
  - (٤) لأنه يجوز أن يكون غصبه ثم رده إليه، أو وهبه منه، أو اشتراه منه. (ج)
    - (٥) يستحلف.
  - (٦) إنما استحلف على هذه الصفة لجواز أن يكون تزوجها، ثم طلقها، وبانت منه. (ج)
    - (٧) يستحلف.
- (٨) قوله: "ولا يستحلف بالله ما طلقها" لجواز أن يكون طلقها واحدة، ثم استرجعها، أو طلقها ثلاثًا،
   ثم رجعت إليه بعد زوج، كذا في الجوهرة النيرة".
  - (٩) المدّعيان.
- (١٠) قوله: "فلصاحب الجميع. . . إلخ" اعتباراً لطريق المنازعة ، فإن صاحب النصف لا ينازع الآخر في النصف، فسلم له بلا منازع ، واستوت منازعتهما في النصف الآخر ، فينصف بينهما ، فيجعل لصاحب الجميع ثلاثة أرباع الدار ، ولمدعى النصف الربع ، كذا في "الهداية".
- (١١) قوله: "وقالا: هي بينهما أثلاثًا" لأن صاحب الجميع يدعى السهمين، وصاحب النصف يدعى سهمًا، فضرب كل واحد منهما بما يدعيه، وذلك ثلاثة أسهم وهذه القسمة على طريق العول كذا في "الجوهرة".
- (١٢) قوله: "سلمت . . . إلخ " لأن دعوى مدعى النصف متنصرفة إلى ما في يده لتكون يده يدا محقة في حقه ؛ لأن حمل أمور المسلمين على الصحة واجب، فمدعى النصف لا يدعى شيئًا مما في يد صاحب الجميع، فسلم النصف لمدّعى الجميع بلا منازعة، فبقى ما في يده لا على وجه القضاء، إذ لا قضاء بدون الدعوى، ويدعى على صاحبه للنصف الآخر، فاستوت منازعتهما فيه، فكانت بينة مدعى الكل أولى ؛ لأنه خارج فيه، فيقضى له في ذلك النصف، فيسلم له الكل، كذا في "مجمع الأنهر" وغيره.

<sup>(</sup>١٠) لأن فيه تعظيمًا لها، والقاضي ممنوع عن أن يحضرها. (ج)

نصفُهَا عَلَى وَجهِ القَضَاءِ (۱) ونصفُها لا عَلَى وَجهِ القَضَاءِ (۲) وإذَا تَنَازَعَا فِي دَابَّة وأَقَامَ كُلَّ وَاحِدُ مِنهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا نَتَجَتُ (۱) وذَكَرَا تَارِيخًا، وسِن الدَّابَّة يُوَافِقُ إحدَى التَارِيخينِ، فهُوَ أُولَى (۱) وإن أشكَلَ ذَلكَ كَانَت (۱) بَينَهُمَا .

وإذَا تَنَازَعَا عَلَى دَابّة أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا، والآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا، فالرَاكِبُ أُولَى (') وكذَ لِكَ إِذَا وَكَذَ لِكَ إِذَا تَنَازَعَا بَعِيرًا، وعَلَيهِ حِملٌ (') لأحَدهما، فصَاحِبُ الحِملِ (() أُولَى، وكذَ لِكَ إِذَا تَنَازَعَا قَمِيصًا، أَحَدُهُمَا لابِسُه، والآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بكُمّه (أ) فاللابِسُ أُولَى ('')، وإذَا احْتَلَفَ تَنَازَعَا قَمِيصًا، أَحَدُهُمَا لابِسُه، والآخَى البَائِعُ الْخَرَمِنه، أو اعترَفَ البَائِعُ بقَدرِ المُثْتَبايِعَانِ فِي البَيع، فادّعَى المُشتَرِى ثَمَنًا، وادّعَى البَائِعُ أكثرَ مِنه، أو اعترَفَ البَائِعُ بقَدرِ مِن المُثبَع، وادّعَى المُشتَرِى أكثرَ مِنه، وأقامَ أحَدُهُمَا البَينَةَ قَضَى لَه بِهَا ('')، فإن أقامَ كُلَّ مِن المَمْبِيع، وادّعَى المُشتَرى أكثرَ مِنه، وأقامَ أحَدُهُمَا البَينَة قَضَى لَه بِهَا ('')، فإن أقامَ كُلُّ وَاحِد مِنهُمَا وَاحِد مِنهُمَا بيّنة كَانَت البَيّنة المَثبَرى: إمّا أن تَرضَى بالثَمَن الذي ادّعَاهُ البَائعُ، وإلا فَسَخنَا البَيعَ .

<sup>(</sup>١٣) كلها نصفها على وجه القضاء، ونصفها لا على وجه القضاء.

<sup>(</sup>١) وهو الذي في يد شريكه. (ج)

<sup>(</sup>٢) وهو الذي في يده، ومعناه قضاء ترك لا قضاء إلزام. (ج)

<sup>(</sup>٣) عنده. (ج)

<sup>(</sup>٤) لأن الحال يشهد له فيترجّع. (ج)

<sup>(</sup>٥) قوله: "كانت بينهما" لأنه سقط التوقيت، وصار كأنهما لم يذكرا تاريخًا، قال في شرحه: وهذا إذا ادعياها في يد غيرهما؛ لأن كل واحدة من البينتين محكوم بها، وليس إحداهما أولى من الأخرى، فتساويا فيها، فكانت بينهما نصفين، وأما إذا كانت في يد أحدهما فصاحب اليد أولى؛ لأنه محكوم ببينة ومعه اليد، فهو أولى. (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>٦) لأن تصرفه أظهر. (ج)

<sup>(</sup>۷) بار .

<sup>(</sup>٨) لأن له تصرف الملاك.

<sup>(</sup>٩) بمعنى آستين. (ج)

<sup>(</sup>١٠) لأنه أظهر تصرفًا. (ج)

<sup>(</sup>١١) لأن صاحب البينة أحقّ بدعواها.

<sup>(</sup>١٢) قوله: "كانت البينة المثبتة . . . إلبخ" لأن مثبت الزيادة مدع، ونافيها منكر، والبينة بينة المدعى، ولا بينة للمنكر؛ لأن البينات للإثبات، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>١٣) قوله: "فإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل. . . إلخ " معناه إذا لم يكن لهما بينة ، وعجزا عن إقامة

وقيل للبَائِع: إمّا أن تُسلَم مَا ادّعَاهُ المُشتَرِى مِن المَبيِع، وإلا فَسَخنَا البَيع، فإن لَم يَترَاضَيا استَحلَف الحاكم كلَ وَاحِد مِنهُمَا (() عَلَى دَعُوى الآخر، ويَبتَدئ بُهيمينِ المُشتَرِى (() فإذَا حَلَفَا فَسَخَ القَاضِي البَيعَ بَينَهُمَا (() فإن نَكَلَ أَحَدُهُمَا عَن اليَمِينِ لَزِمَهُ وَعَى الآخر (أ) وإن احتَلفَا في الأجَل، أو في شرط الخيار، أو في استيفًا عَبعض الثَمَن، فلا تَحالُف بَينَهُمَا (() والقول قول مَن يُنكِرُ الخِيَارُ والأَجَلَ مَعَ يَمِينِه، وإن هَلكَ المَبِيعُ (() ثُمّ فلا تَحالُف بَينَهُمَا اللهُ تَعَالَى، والقول قول المَينِ والقول قول المَينِ والقول قول المَينِ والقول قول المَينِ والقول أَبِي حَنيفة وأبِي يُوسُف رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، والقول قول المُشترى في الثَمَن (() أَلَم يَتحالُف عَند أَبِي حَنيفة وأبِي يُوسُف رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى، والقول قول المُشترى في الثَمَن (() .

وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: يَتَحَالَفَانِ ويُفسَخُ البَيعُ عَلَى قِيمَةِ الهَالِكِ (٩)، وإن هَلك أحدُ العَبدَين، ثُمَّ احتَلَفَا فِي الثَمَنِ، لَم يَتَحَالَفَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إلا (١) أن يَرضَى البَائعُ أَن يَترُكَ حصّةَ الهَالك .

البرهان قيل لهما: إما أن يرضى أحدكما بدعوى الآخر، وإلا فسخنا البيع؛ لأن المقصود قطع المنازعة، وهذا وجه في طريق قطع المنازعة، فيجب أن يعمل القاضي بالفسخ، كذا في "مجمع الأنهر".

- (١) قوله: "استحلف الحاكم كل واحد . . . إلخ" لأن كل واحد منهما مدّع على صاحبه، والآخر منكر . (الجوهرة)
- (٢) قوله: "ويبتدئ بيمين المشترى" هذا قول محمد وهو الصحيح؛ لأن المشترى أشدهما إنكارًا؛ لأنه
   مطالب أولا بالثمن، كذا في " الجوهرة النيرة " .
  - (٣) يعني إذا طلبا ذلك، أما بدون الطلب فلا يفسخ. (ج)
  - (٤) لأنه يجعل باذلا، فلم تبقَّ دعواه معارضة دعوى الآخر. (ج)
- (٥) قوله: "فلا تحالف بينهما" لكونه لا يختل به قوام العقد؛ لأنه اختلاف في غير المعقود عليه وبه، فأشبه الاختلاف في الحصة والإبراء، كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، والقول قول من ينكر الخيار... إلخ لأنهما يثبتان تعارض الشرط، والقول لمنكر العوارض، كذا في "الجوهرة النيّرة".
  - (٦) في المشترى بعد قبضه. (ج)
    - (٧) أي في مقداره.
  - (٨) مع يمنيه، كذا في نسخة يعني إذا طلب البائع يمينه على ذلك. (ج)
    - (٩) يوم القبض، كذا في "مجمع الأنهر".
- (١٠) قوله: "إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك" أى لا يأخذ من ثمن الهالك شيئًا، ويجعله كأن لم يكن، والعقد كأنه على القائم فقط، فيكون الثمن كله بمقابلة القائم، فتحالفان وهو قول عامة المشايخ، فالاستثناء ينصرف إلى قوله لم يتحالف، كما هو الظاهر، وهو الموافق لما في "المبسوط"، كذا في "مجمع الأنهر".

وقَالَ أَبُويُوسُفَرَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: يَتَحَالَفَان ويَنفَسِخُ البَيعُ فِي الْحَيِّ وقِيمَة الهَالِك، وهُو قَولُ مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وإذَا احْتَلَفَ الزَوجَان فِي السَمَهِر، فادَّعَى الزَوجُ أَنّه تَزَوّجَهَا بِأَلفَ، وقَالَت: تَزَوّجتنِي بِأَلفَينِ فَايَّهُمَا أَقَامَ البَيّنَةَ، قُبِلَت بَيّنَتُهُ (1) وإن أقامَا جَمِيعًا البَيّنَة، فأبلَت بَيّنَتُهُ السَمَوأة (1) ، وإن أقامَا جَمِيعًا البَيّنَة، فالبَيّنَةُ بَيّنَةُ المَرأة (1) ، وإن لَم يَكُن لَهُمَا بَيّنَةُ تَحَالَفَا عِندَ أَبِي حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، ولَم يُفسَخ النِكَاحُ (1) ، ولكن يُحكَمُ (1) مَهرُ المثلِ (0) ، فإن كَانَ مثلَ مَا احْتَرَفَ بِهِ الزَوجُ ، أو أقلَّ ولَم يُفسَى بِمَا قَالَ الزَوجُ (1) ، وإن كَانَ مثلَ مَا ادّعَتهُ السَمَرأةُ ، أو أكثَر مَهرُ المثلِ أكثرَ مِمّا احْتَرَفَ بِهِ الزَوجُ ، وأقل مِمّا ادّعَتهُ السَمَرأةُ ، وإن كَانَ مِمّا اعتَرَفَ بِهِ الزَوجُ ، وأقل مِمّا ادّعَتهُ السَمَرأةُ ، وإن كَانَ مِمّا اعتَرَفَ بِهِ الزَوجُ ، وأقل مِمّا ادّعَتهُ السَمَا أَنْ مَمْ المَعْلُودِ عَلَيهِ (1) وأذَا احْتَلَفَا فِي الإَجَارَة (1) قَبلَ استيفَاءِ السَعَقُودِ عَلَيه (1) تَحَالَفَا وتَرَادًا، وإن المثلِ أَلْ المَعْلُودِ عَلَيه (1) تَحَالَفَا وتَرَادًا، وإن

<sup>(</sup>١) قوله: "قبلت بينته" أما قبول بينة المرأة فظاهر؛ لأنها تدعى الزيادة، وإنما الإشكال في قبول بينة الزوج؛ لأنه منكر للزيادة، فكان عليه اليمين لا البينة، وإنما قبلت لأنه تدعى في الصورة وهي كافية لقبولها، كذا في "العناية".

<sup>(</sup>٢) قوله: بينة المرأة "لأنها تثبت الزيادة، وبينة الزوج تنفي ذلك، فالمثبتة أولى، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٣) قوله: "ولم يفسخ النكاح" لأن يمين كل واحد منهما ينتفى به ما يدعى صاحبه من التسمية، فبقى العقد بلاتسمية، وذلك غير مفسد للنكاح، فلا حاجة إلى الفسخ بخلاف البيع؛ لأن عدم التسمية يخل بصحة بقاءه بلا تُمن، وهو ليس بصحيح، فيفسخ البيع، كما في "رمز الحقائق" وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: "ولكن يحكم" استدراك عن قوله: ولم يفسخ النكاح، كذا في "الكفاية"، وإنما يحكم مهر المثل لأنه لما انتفى بينهما التسمية احتيج إلى تحكيم مهر المثل، فيقضى بقول من يشهد له مهر المثل، وإن لم يشهد لواحد منهما بأن كان أقل مما ادعت المرأة أو أكثر مما أقر به هو قضى بذلك، وعند أبى يوسف القول قول الزوج مع يمينه إلا أن يأتى بشىء مستنكر لا يتعارف مهراً لها، كذا في "رمز الحقائق".

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة: بمهر المثل.

<sup>(</sup>٦) يعنى مع يمينه لأن الظاهر له شاهد. (ج)

<sup>(</sup>٧) يعني مع يمينها. (ج)

<sup>(</sup>٨) قوله: "قضى لها بمهر المثل" لأن موجب العقد مهر المثل، وهو قيمة البضع، وإنما سقط ذلك بالتسمية، فإذا اختلفا فيها ولم يكن مع أحدهما ظاهر يشهد له، رجع إلى موجب العقد، وهو مهر المثل، وقال أبو يوسف: القول قول الزوج مع يمينه ما لم يأت بشىء مستنكر، واختلفوا في المستنكر قيل: هو أن يدعى ما دون عشرة دراهم؛ لأن ذلك مستنكر في الشرع، وقال الإمام خواهر زاده: هو أن يدعى مهراً لا يتزوج مثلها عليه عادة، كما لو ادعى النكاح على مائة درهم، ومهر مثلها ألف، وقال بعضهم: المستنكر ما دون نصف المهر، فإذا جاوز نصف المهر لم يكن مستنكرا، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٩) قوله: "وإذا اختلفا . . إلخ" معناه إذا اختلفا في البدل، أي في الأجرة، أو في المبدل، أي في

المعقود عليه، وهو المنافع بأن ادعى المؤجر أنه آجره شهرا، وادعى المستأجر أنه استأجره شهرين، والترديد في قولنا في البدل، أو في المبدل إنما هو لمنع الخلو، قوله: تحالفه؛ لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفاق القياس، والإجارة قبل قبض المنفعة نظيراً لبيع قبل قبض البائع يقبل الفسخ، وكلامنا قبل استيفاء المنفعة، وأما إذا اختلف في الأجل، فليس التحالف فيه، بل القول قول من ينكر الزيادة -فافهم-كذا في المعتبرات.

- (۱۰) منافع.
  - (١) اتفاقًا.

(٢) قوله: "كان القول قول المستأجر" مع يمينه لإنكاره الزيادة، هذا عند الشيخين ظاهر؛ لأن التحالف بعد قبض المبيع على خلاف القياس، فلا يقاس الإجارة ههنا عليه، إذ هلاك المعقود عليه بالاستيفاء يمنع التحالف على أصلهما، بخلاف ما في صورة المقيس حيث وجد المعقود عليه، وكذا على أصل محمد؛ لأن الهلاك إنما لا يمنع عنده في البيع لما أن له قيمة تقوم مقامه، فيتحالفان عليها، ولو جرى التحالف فسخ العقد، فلا قيمة؛ لأن المنافع لا تقوم بنفسها، بل بالعقد، وتبين أن لا عقد، وإذا امتنع فالقول للمستأجر مع يمينه؛ لأنه هو المستحق عليه، كذا في "مجمع الأنهر".

(٣) قوله: "وفسخ العقد فيما بقى [فيما بقى اعتباراً للبعض بالكل]" من المنافع لإمكان الفسخ، وهذا لا ينافى ما مر أن هلاك بعض المعقود عليه يمنع التحالف عند الإمام؛ لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حدوث المنفعة بمنزلة معقود عليه، فكان كل جزء من المنفعة فيما بقى من المنفعة كمعقود عليه غير مقبوض يتحالفان فى حقه، بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع؛ لأنه بجميع أجزاءه معقود عليه، كذا في "مجمع الأنهر".

- (٤) قوله: "لم يتحالفا [القول للعبد]" لأن التحالف في المعاوضات عند تجاحد الحقوق الملازمة، وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب؛ لأن له أن يرفعه عن نفسه بالعجز، فلم تكن في معنى البيع -فتدبر-.
  - (٥) وهو قول الأئمة الثلاثة .
  - (٦) كالعمامة والقلنسوة والقباء والسلاح والكتب ونحوها.
  - (V) عادةً كالدرع والأسورة والخمار والخلخال والحلى ونحوها.
  - (٨)كالمنزل والفرش والرقيق والأواني والعقار والمواشي والعقود ونحوها.
- (٩) قوله: "فهوللرجل" لأن الزوجة وما في يدها في يد الزوج، والقول في الدعاوي لصاحب اليد، بخلاف ما يختص بها فإن الاختصاص أقوى من اليد، وفي البحر: وبه علم أن البيت للزوج إلا أن يكون لها ببنة.

للرِجَالِ والنِسَاء، فهُو للبَاقِي مِنهُمَا(''). وقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: يُدفَعُ إِلَى المَرأَةِ مَا يُجَهَّزُ بِه مِثلَهَا، والبَاقِي للزَوجِ ('')، وإذَا بَاعَ الرَجُلُ جَارِيَةً، فجَاءَت بولَد، فادّعَاهُ البَائِعُ، فإن جَاءَت بِه لأقل مِن سِتَة أشهُر مِن يَومٍ بَاعَهَا، فهُو ابِنُ البَائِع، وأمّه أمّ ولَد لَه، ويُفسَخُ البَيعُ ويُردّ الثَمَنُ ('')، وإن ادّعَاهُ السَمُشترِي مَعَ دَعوة البَائِع ('')، أو بَعدَهَا (')، فدَعوة البَائِع أولَى ('')، وإن جَاءَت بِه لأكثر مِن سِتّة أشهر، ولأقل مِن سَنتَيْن لَم تُقبَل دَعوة البَائِع فيه إلا أن يُصَدّقهُ السَمُشترِي ('')، وإن مَاتَ الولَدُ، وإن مَاتَ الولَدُ، فَادّعَاهُ البَائِع، وقد جَاءَت بِه لأقل مِن سِتَّة أشهر، لم يَثبُث النَسَبُ فِي الولَدِ، ولا الاستِيلادُ فِي الأمْ ('')، وإن مَاتَ الأمْ فادّعَاهُ البَائِع، وقد جَاءَت بِه الأمّ البَائِع، وقد جَاءَت بِه ('')

- (٤) أي ادعيا معًا.
- (٥) أي بعد دعوة البائع.
- (٦) قوله: "فدعوة البائع أولى" لأنه أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق، وهذه -أى دعوة البائع- دعوة الاستيلاد، كما في "الهداية".

<sup>(</sup>١) لأن اليد للحيّ دون الميت، وهذا قول أبي حنيفة. (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "والباقى للزوج" مع يمينه؛ لأن الظاهر أن المرأة تأتى بالجهاز من بيت أهلها، شم فيما عداه لامعارض له لظاهر يده عليه، والطلاق والموت سواء، وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان يصلح لهما فهو للرجل، أو لورثته، والطلاق والموت سواء لقيام الوارث مقام المورث، هذا كله إذا كانا حرين، أما إذا كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر في حال الحياة، لأن يده أقوى، وللحى بعد الموت؛ لأنه لا يد للميت، فحلت يد الحي عن المعارض، وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما المكاتب والمأذون بمنزلة الحر؛ لأن لهما يد معتبرة في الخصومات. (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>٣) قوله: "ويفسخ البيع، ويرد الثمن" هذا استحسان، وقال زفر: دعوته باطلة؛ لأن البيع اعتراف منه أنه عبد، فكان في دعواه مناقضًا، ولنا أن اتصال العلوق بملكه شهادة ظاهرة على كونه منه؛ لأن الظاهر عدم الزنا، وإذا صحت الدعوة أسندت إلى وقت العلوق، فتبين أنه باع أم ولده، فيفسخ البيع؛ لأن بيع أم الولد لايجوز، ويرد الثمن؛ لأنه قبضه بغير حق. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٧) قوله: "إلا أن يصدقه المشترى" لأنه احتمل أن يكون العلوق في ملك الباتع، فلم توجد الحجة، فلا بد من تصديق المشترى، وإذا صدّقه يثبت النسب ويبطل البيع، والولد والأم أم ولد له -وإن جاءت به لاكثر من سنتين من وقت البيع لم يصبح دعوة البائع- لأنه لم يوجد اتصال العلوق بملكه يتضاد هو الشاهد والحجة، واعلم أن العبارة التي بين الخطين المعوجتين أدرجها بعض المشايخ في المتن، لكن لما لم توجد في المتون كلها لم ندرجها فيه، وبيناها في ضمن 'لحاشية، وسلكنا فيه مسلك الإمام أبي بكر بن على اليمني صاحب "الجوهرة".

<sup>(</sup>٨) قوله: "ولا الاستيلاد في الأم" لأنها تابعة للولد، ولم يثبت نسبه بعد الموت لعدم حاجته إلى ذلك، فلا يتبعه استيلاد الأم، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٩) الولد.

لَأَقَلَ مِن سِتَةِ أَشَهُرٍ يَتْبُتُ النَسَبُ مِنهُ فِي الوَلَد (')، وأَخَذَهُ البَائِعُ، ويَرُد (') الثَمَنَ كُلَهُ ('') فِي قُول أَبِي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وقَالا: يَرُد حِصَةَ الأمّ، ومَن ادّعَى نَسَبَ أَحَدِ التَواْمَينِ يَتْبُتُ نَسَبُهُمَا مِنهُ (١٠).

#### كتَابُ الشَهَادَات (٥)

# الشَّهَادَةُ فَرضٌ ( ) تَلزَمُ الشُّهُودَ ( ) ولا يَسَعُهُم كِتمَانُهَا ( ) إِذَا طَالَبَهُم السمُّدَّعِي ( )

(۱) قوله: "يثبت النسب...إلخ" لأن الولد هو الأصل في النسب، فلا يضره فوات التبع أي الأم، وإنما كان الولد أصلا لأنها تضاف إليه، يقال: أم الولد، تستفيد الحرية عن جهته لقوله عليه السلام: أعتقها ولدها، والثابت لها حق الحرية وله حقيقتها، والأدنى يتبع الأعلى، أما رد الثمن كله عند أبي حنيفة فلأنه ظهر أن الجارية أم ولد، ومن باع أم ولد فهلكت عند المشترى فإنها لا تكون مضمونة عليه عنده؛ لأن ماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصب، فلذلك يرد جميع الثمن، وعندهما تكون مضمونة؛ لأنها متقومة عندهما، فيرد من الثمن مقدار قيمة الولد، فيعتبر القيمتان، ويقسم الثمن على مقدار قيمتها، فما أصاب قيمة الأم سقط وما أصاب قيمة الولد، فإنه يرد قيمة الولد ون الأم بالإجماع -فتدبر -. (الجوهرة النيرة)

- (٢) إلى المشترى.
- (٣) في صورة موت الأم.
- (٤) قوله: "يثبت نسبهما منه" أي من المدعى؛ لأنهما من ماء واحد، فمن ضرورة تبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر.
- (٥) قوله: "كتاب الشهادات" أوردها بعد مباحث الدعوى لأنها أكثر وقوعها في الدعاوى، والدعوى مقدمة عليها، ثم تؤتى للتوثيق، والشهادة موضوعة للتوثيق صيانة للديون والعقود عن الجحود، قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدلِ منكُم ﴾ والشهادة عبارة عن الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة الأعيان، فعلى هذا هي مشتقة من المشاهدة التي تنبئ عن المعاينة، وقيل: مشتقة من الشهود، وهو الحضور؛ لأن الشاهد يحضر مجلس القاضي للأداء، فسمى الحاضر شاهداً، وأداءه شهادة.

وفى الشرع: عبارة عن إخبار بصدق مشروط فى مجلس القضاء بلفظ الشهادة، ولها شرط وسبب وركن وحكم، فشرطها العقل الكامل والضبط والأهلية، وسببها طلب المدعى من الشاهد أداءها، وركنها لفظ الشهادة، وحكمها وجوب الحكم على القاضى بما يقتضيه الشهادة، كما فى "الجوهرة النيّرة" وغيره.

- (٦) قوله: "الشهادة فرض" يعنى أداءها، هذا إذا تحملها والتزم حكمها، أما إذا لم يتحملها فهو مخيّر بين التحمل وتركه، لأنه التزام للوجوب، فهو كما يوجبه على نفسه من النذور، وللإنسان أن يتحرز عن قبول الشهادة وتحملها، كذا في "الجوهرة النيّرة".
  - (٧) تأكيد لقوله: فرض.
- (٨) قوله: "ولا يسعهم كتمانها . . . إلخ " تأكيد لقوله تلزم كقوله تعالى : ﴿وَلا تَكتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يكتُمهَا فَإِنّه آثِمٌ قَلبُه﴾ وإنما يشترط طلب المدعى لأنها حقه ، فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق كما في "الهداية" ،

والشَهَادَةُ بِالحُدُّودِ يُخَيِّرُ فِيهَا الشَّاهِدُ (١) بَينَ السَّترِ والإظهَارِ، والسَّترُ أفضَلُ (٢) إلا أنَّه يَجِبُ (٣) أن يَشهَدَ بِالـمَال فَي السَرِقَة، فيَقُولُ (٤): أَخَذَ الـمَالَ (٥)، ولا يَقُولُ: سَرَقَ (٢).

والشَهَادَةُ عَلى مَرَاتِبَ: مِنهَا الشَهَادَةُ فِي الزِنَايُعَتَبَرُ فِيهَا أَربَعَةٌ (٧) مِن الرِجَالِ، ولا تُقبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِسَاءِ (٨)، ومِنهَا الشَهَادُة ببَقِيَّة الحُدُّودِ والقِصَاصِ تُقبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ رَجُلَينِ (٩)،

وقال في "النهاية": إلا إذا علم أن القاضي لا تقبل شهادته فإنا نرجو أن يسعه ذلك، أي كتمان الشهادة، أو كان في الصك جماعة سواه ممن تقبل شهادتهم، وأجابوه فإنه يسعه الامتناع، وإن لم يكن سواه أو كانوا، ولكن ممن لا يظهر الحق بشهادتهم عند القاضي، أو كان يظهر إلا أن شهادته أسرع قبولا لا يسعه الامتناع. (الجوهرة النيّرة)

- (٩) هذا بيان وقت الفرضية .
- (١) قوله: "يخير فيها. . . إلخ" هذا إذا كانوا أربعة ، أما إذا كانوا أقل ، فالستر واجب؛ لأنها تكون قذفًا ، وإنما كان مخيرًا فيها لأنه بين جهتين إقامة الحمد والتوقى عن الهتك ، فإن ستر فقد أحسن ، وإن أظهر أظهر حقًا لله تعالى ، فلذلك خير فيها ، كذا في "الجوهرة النيّرة" .
- (٢) قوله: "والستر أفضل" لقوله عليه السلام للذي شهد عنده: لو سترته بثبوك لكان خيرًا لك، وقال عليه السلام: من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، وفيما نقل من تلقين الدرء عن النبي عليه وأصحابه رضى الله عنهم دلالة ظاهرة على أفضلية الستر، كذا في "الهداية". ولأن الإظهار حق لله تعالى، وهو غنى عنه، والستر ترك كشف الآدمى، وهو محتاج إليه، فكان أولى، كذا في "الجوهرة".
  - (٣) لأن المال حق الآدمى، فلا يسعه كتمانه. (ج)
    - (٤) الشاهد.
    - (٥) لئلا يلزم ترك الواجب.
- (٦) قوله: "ولا يقول: سرق" للتحرز عن وجوب الحد وضياع المال؛ لأن القطع والضمان لا يجتمعان، فاعتبر في السرقة الستر مع الشهادة، وحكى أن هارون الرشيد كان مع جماعة الفقهاء، وفيهم أبو يوسف، فادعى رجل على آخر أخذ ماله من بيته، فأقر بالأخذ، فسأل الفقهاء فأفتوا بقطع يده، فقال أبو يوسف رحمه الله: لا؟ لأنه لم يقر بالسرقة، وإنما أقر بالأخذ، فادعى المدعى أنه سرق، فأقر بها، فأفتوا بالقطع وخالفهم أبو يوسف، فقالوا له: لم؟ قال: لأنه لما أقر أو لا بالأخذ، ثبت الضمان عليه وسقط القطع، فلا يقبل إقراره بعده بما يسقط الضمان عنه، فتعجبوا منه، كذا في "مجمع الأنهر".
- (٧) قوله: "أربعة" لقوله تعالى: ﴿وَاللاتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَةَ مِن نسَائِكُم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهِنَ أَربَعَةً منكُم﴾ ولقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَم يَأْتُوا بِأربَعَة شُهُدَاء﴾ ولفظ أربعة نص في العدد والذكورة.
- (٨) قوله: "ولا تقبل فيها شهادة النساء" لحديث الزهرى: مضت السنة من لدن رسول الله على والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص، كذا في "الهداية" و "مجمع الأنهر".
- (٩) قوله: "شهادة رجلين" لقوله تعالى: ﴿فَاستَشهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رجَالِكُم﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَشهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رجَالِكُم﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَشهِدُوا ذَوَى عَدلِ مّنكُم﴾ وإنما لم يقبل فيها شهادة النساء لأنه بما سقط بالشبهة كحد الزنا، ولحديث الزهرى أيضًا، كذا في "شرح العلامة الأقطع".

محتصر الندوري كتاب الشهادات ولا تُقبَلُ فيهَا شَهَادَةُ النسَاء، ومَا سوَى ذَلكَ من الحُقُوق تُقبَلُ فيهَا شَهَادَةُ رَجُلَين، أو رَجُلٌ وامرَأتَين، سَوَاءٌ كَانَ الحَقّ مَالا، أو غَيرَ مَال (١)، مثلُ النِكاح والطّلاق والوكَالَة والوَصيّة، وتُقبَلُ فِي الوَلادَةِ والبَكَارَةِ والعُيُوبِ بالنِسَاءِ فِي مَوضِعِ لا يَطّلِعُ عَلَيهِ الرِجَالُ شَهَادَةُ امرَأَةٍ وَاحدَةً (٢).

ولا بُدّ فِي ذَلِكَ كُلّه مِن العَدَ الَّةِ ولَفظِ الشّهَادَةِ"، فإن لَم يَذ كُر الشّاهدُ لَفظَةَ الشّهَادَة،

(١) قوله: أسواء كان الحق مالا، أو غير مال . . . إلخ وقال الشافعي: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالأجل وشرط الخيار؛ لأن الأصل عدم قبول شهادتهن، ولنقصان العقل وقصور الولاية واختلال الضبط، ولكن قبلت في الأموال ضرورة باعتبار كثرة وجودها وقلة خطرها، فيقتصر عليها، وبه قال مالك وأحمد في رواية، ولنا ما روى أن عمر وعليّا رضي الله عنهما أجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة، والأصل قبول شهادتهن لوجود ما يبتني عليه أهلية الشهادة، وهي المشاهدة والضبط والأداء، وما يتعرض لهن من قلة الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليها، فلم يبقَ بعد ذلك إلا الشبهة، ولهذا لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات، وهذه الحقوق تثبت بالشبهات، وإنما لا تقبل شهادة الأربع من غير رجل كيلا يكثر خروجهن، كما في "الهداية" وغيرها. وقال صاحب "العناية": ولم يذكر الجواب عن قوله: لنقصان العقل وقصور الولاية، والجواب عن الأول أنه لا نقصان في عقلهن فيما هو التكليف.

وبيان ذلك أن للنفس الإنسانية أربع مراتب: الأولى: استعداد العقل الهيولي، وهو حاصل لجميع أفراد الإنسان في مبدأ فطرتهم، والثانية: أن تحصل البديهيات باستعمال الحواس في الجزئيات، فيتهيأ لاكتساب الفكريات بالمفكرة، ويسمى العقل بالملكة، وهو مناط التكليف، والثالثة: أن تحصل النظريات المفروغ عنها متي شاء من غير افتقار إلى اكتساب، ويسمى العقل بالفعل، والرابعة: هو أن يستحضرها ويلتفت إليها مشاهدة، ويسمى العقل المستفاد، وليس هو مناط التكليف، وإنما هو العقل بالملكة، وهو فيهن نقصان بمشاهدة حالهن في تحصيل البديهيات باستعمال الحواس في الجزئيات، وبالتنبيه إن شئت قلت، فإنه لو كن في ذلك نقصان لكان تكليفهن دون تكليف الرجال في الأركان، وليس كذلك، وقوله عليه السلام: «هن ناقصات العقل» المرادبه العقل بالفعل ولذلك لايصلحن للولاية والخلافة والإمارة، وبهذا ظهر الجواب عن الثاني أيضًا به -فتأمل - انتهي.

(٢) قوله: "شهاد امرأة واحدة [إلا أن اثنين أحوط. (ج)]" لقوله عليه السلام: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه»، والجمع المحلي بالألف واللام يراد به الجنس، فتناول الأقل، وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اشتراط الأربع، كذا في "الهداية".

(٣) قوله: أولابد في ذلك . . . إلخ هذا إشارة إلى جميع ما تقدم حتى يشترط العدالة ، ولفظ الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها وهو الصحيح؛ لأنها شهادة لما فيها من معنى الإلزام حتى اختص بمجلس القضاء، وشرط فيه الحرية والإسلام، كذا في "الهداية"، وأما لفظ الشهادة ولابد منه لأن في لفظها زيادة توكيد، فإن قوله: أشهد من ألفاظ اليمين، فكان الامتناع من الكذب بهذه اللفظة أشد، وإنما شرطت العدالة لقوله تعالى: ﴿مِمَنْ تَرضُونَ مِنَ الشُّهَدَاء﴾ . وقال في "الذخيرة": أحسن ما قيل في تفسير العدل أن يكون مجتنبًا الكبائر، ولايكون مصراً على الصغائر، ويكون صلاحه أكثر من فساده، وصوابه أكثر من خطأه.

وقال في "الينابيع": العدل من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج، أي لا يقال: إنه لا يأكل الربا والغصوب،

وقَالَ: أَعلَمُ، أَو أَتَيَقَّنُ لَم تُقبَل شَهَادَتُه (١). وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: يَقتَصِرُ الحَاكِمُ عَلَى ظَاهِرِ عَدَ اللهَ المُسلِم (٢) إلا فِي الحُدُود (٣) والقصاص (١)، فإنّه يَسألُ عَن الشُهُود (٥)، وإن طَعَنَ الخَصمُ فِيهِم (٦)، يَسألُ عَنهُم . وقَالَ أَبُويُوسُفَ وَمُحَمّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: لَا بُدّ أَن يَسألَ عَنهُم (٧) فِي السِرِّ والعَلانِيَة (٨) .

ومَا يَتَحَمَّلُه الشَاهِدُ عَلَى ضَربَين: أَحَدُهُمَا: مَا يَثبُتُ حُكمُه بِنَفسِه (٩) مِثلَ البَيع والإقرار والغَصبِ والقَتلِ وحُكم الحَاكم، فإذَا سَمِع ذَلِكَ الشَاهِدُ، أوراَهُ، وَسِعَهُ أَن يَشهَدَ بِه (١٠٠)، وإن لَم يُشهَد عَليهِ، ويَقُولُ (١١): أَشهَدُ أَنّه بَاعَ، ولا يَقُولُ: أَشهَدَ نِي (١٢)، ومِنهُ مَا لا يَثبُت بُ

وأشباه ذلك، ولا يقال إنه زان فإن موضع الطعن البطن والفرج، ولهما توابع، فإذا سلم عنها وعن توابعها كال عدلا، والكذب من جملة الطعن في البطن، لأنه يخرج منه، كذا في "الجوهرة".

(١) قوله: "لم تقبل شهادته" لأن بهذه اللفظة لم يكن شاهدًا؛ لأن الله اعتبر الشهادة بقوله: "فشهادة أحدهم أربع شهادات". (الجوهرة)

(٢) قوله: "يقتصر . . . إلخ" لقوله عليه السلام: «المسلمون عدول بعضه م على بعض إلا محدودًا في قذف»، ومثل ذلك مروى عن عمر .

- (٣) لأن الحدود تندرئ بالشبهات.
- (٤) لأنه يحتال لإسقاطها، فيشترط الاستقصاء. (ج)
  - (٥) قبل طعن الخصم.
    - (٦) شهود.
- (٧) يعنى في جميع الحقوق، وسائر الحوادث طعن الخصم فيهم أو لا، والفتوى على قولهما في هذا الزمان، كذا في "الهداية".
  - (٨) قد مر تفسير هما في كتاب الحدود في مسائل الزنا.
- (٩) قوله: "ما يثبت حكمه بنفسه" أي من غير احتياج إلى الإشهاد، ألا ترى أن حكم البيع، وهو ثبوت الملك في البيع للمشترى، وفي الثمن للبائع يثبت بنفس العقد، وكذا في نظائره.
- (١٠) قوله: "وسعه... إلخ" لأنه علم ما هو الموجب بنفسه، وهو أى العلم بالموجب ركن فى إطلاق الاداء، قال الله تعالى: ﴿ إِلا مَن شَهِدَ بِالْحَقّ وَهُم يَعلَمُونَ ﴾، وقال النبى ﷺ: "إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع»، وأما إذا سمع عالم يقول: حكمت لفلان على فلان بألف درهم، إن سمعه يقول ذلك فى موضع تجوز حكمه فيه، حكمه فيه، جاز له أن يشهد بذلك، وإن لم يأمره الحاكم بذلك، وإن كان سمعه فى موضع لا يجوز حكمه فيه، لا يجوز أن يشهد بذلك. (الجوهرة وغيرها)
  - (١١) في البيع.
  - (۱۲) لأنه كذب. (ج)

حُكمُه بنَفسه (۱) مثلُ الشَهَادَة عَلَى الشَهَادَة، فإذَا سَمِعَ شَاهَدًا يَشهَدُ بشَىء، لَم يَجُزله أَن يَشهَدَ عَلَى شَهَادَتِه إلا أَن يُشهِدَهُ (۱) وكَذَلكَ لُو سَمِعَه يَشهَدُ الشَاهِدُ عَلَى شَهَادَة لَم يَسعُ يَشهَدُ الشَاهِدُ عَلَى شَهَادَة لَم يَسعُ للسَامِع (۱) أَن يَشهَدَ عَلَى ذَلكَ، ولا يَحِل للشَاهِد إذَا رَأَى خَطَّهُ (۱) أَن يَشهَدَ إلا أَن يَذكُر السَامِع (۱) أَن يَشهَدَ إلا أَن يَذكُر الشَهَادَة (۱) ولا تُقبَلُ شَهَادَةُ الأعمَى، ولا المَملُوك، ولا الممحدُود فِي قَذف (۱) ، وإن الشَهَادَةُ الوَالِد لوَلده ووَلد ولَده (۱) ، ولا شَهَادَةُ الولد لأبَويه وأجدَاده، ولا تُقبَلُ تَابُ (۱) ، ولا شَهَادَةُ الولد لأبَويه وأجدَاده، ولا تُقبَلُ

- (٢) قوله: "إلا أن يشهده [عليها]" لأن الشهادة غير موجبة بنفسها، وإنما تصير موجبة بالنقل إلى مجلس القضاء، فلابد فيها من الإنابة والتحمل، ولم يوجد، ألا ترى أنه لو رجع عن الشهادة بعد ما شهد بها عند الحاكم لم يلزمه الحاكم شيئًا، ولم يقطع بشهادته حقّا، فإذا صح هذا قلنا: من سمع شاهدًا يشهد على رجل بشيء، لم يجز له أن يشهد بذلك؛ لأنه شهد بما لم يثبت به حق على المشهود عليه، قال في "النهاية": هذا إذا سمعه في غير مجلس القضاء، أما لو سمع شاهدًا يشهد في مجلس القاضى، جاز له أن يشهد على شهادته، وإن لم يشهده، ووجهه ظاهر. (الجوهرة)
  - (٣) لأنه إنما حمل غيره، ولم يحمله. (ج)
  - (٤) لأن الخط شبه الخط، فلم يحصل له العلم بيقين. (ج)
    - (٥) فإذا ذكر شهادته لذلك الواقعة تحل له الشهادة.
- (7) قوله: "ولا تقبل شهادة الأعمى [وكذا قضاءه. (ج)] ولا المملوك ولا المحدود في قذف [لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقبلُوا لَهُم شَهَادَةُ أَبدًا﴾. (ج)] أما عدم قبول شهادة الأعمى فلأن الأداء يفتقر إلى التمييز بين المشهود عليه، ولا يميز بينهما إلا بالنغمة وفيه شبهة، فلابد من الإشارة وأنه متعذر فيها، فلا تقبل، وأما عدم قبول شهادة المملوك فلأن الشهادة من باب الولاية، وهو لا يلى على نفسه فأولى أن لا يلى على غيره، قال الله تعالى: ﴿وَبِدُا مَا مُعُوا﴾ فلا يدخل العبد الله تعالى: ﴿وَلا يَأْبِي الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ فلا يدخل العبد تحت هذا؛ لأن عليه خدمة مولاه، ويمتنع بها عن الحضور إلى مجلس الحاكم، ولأنه ليس من أهل الضمان بالرجوع عن الشهادة، وأما عدم قبول شهادة المحدود في القذف وإن تاب لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقبَلُوا لَهُم شَهَادَةُ أَبدًا﴾ ولأن رد شهادته من تمام الحد، بخلاف المحدود في غير القذف، لأن الرد بالفسق، وقد ارتفع بالتوبة، وعند الشافعي تقبل شهادته إذا تاب، لقوله تعالى: ﴿إلا الّذينَ تَابُوا﴾ قلنا: الاستثناء ينصرف إلى ما يليه، وهو الفسق، كذا في "الجوهرة النيرة" وغيرها.
- (٧) قوله: "وإن تاب" وقال الشافعي: تقبل إذا تاب، لقوله تعالى: ﴿إلا الّذِينَ تَابُوا﴾ استثنى التائب، قلنا: الاستثناء ينصرف إلى ما يليه، وهو قوله تعالى: ﴿فَأُولِئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ وهو استثناء منقطع بمعنى لكن؛ لأن التائبين ليسوا من جنس الفاسقين، فكان معناه: لكن الذين تابوا فإن الله يغفر ذنوبهم ويرحمهم، فكان كلامًا مبتدأ غير متعلق بما قبله.
- (٨) قوله: "ولا شهادة الوالد. . . إلخ" الأصل فيه قوله عليه السلام: «لا تقبل شهادة الولمد لوالمده ولا الله المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره» . والمراد بالأجير على ما قالوا: التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه، ونفعه نفع نفسه، وهو

<sup>(</sup>١) هذا بيان للضرب الثاني من الضربين الذين ذكرهما بقوله: وما يتحمله الشاهد.

شَهَادَةُ إحدَى الزَوجَينِ للآخَرِ (')، ولا شَهَادَةُ الْمَولَى لعَبده، ولا لَمُكَاتَبِه (')، ولا شَهَادَةُ الشَهَادَةُ السَريكِ للشَهَادَةُ الرَجُلِ (') لأخيه وعَمّه، ولا تُقبَلُ الشَريكِ لشَريكِ لشَريكِ الشَريكِ الشَريكِ الشَريكِ الشَريكِ الشَريكِ الشَريكِ الشَريكِ السَّمَاءُ ولا تُقبَلُ شَهَادَة مُخنَتْ (')، ولا نَائِحَة (')، ولا مُغنَيَّة (')، ولا مُدمنِ الشُربِ عَلَى اللَهو (')، ولا مَن يَلعَبُ بالطُيُور (')، ولا مَن يُغنَى للنَاس ('')، ولا مَن يَأْتِي بَابًا (('') مِن الكَبَائِر التِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الحَدّ، ولا

معنى قوله عليه السلام: «لا شهادة للقانع بأهل البيت لهم»، وقيل: المرادبه الأجير مسانهة، أو مشاهرة، أو مياومة، فيستوجب الأجر بمنافعه عند أداء الشهادة، فيصير كالمستأجر عليها، كذا في "الهداية".

- (١) للحديث.
- (٢) لما روى في الحاشية على قوله: لا شهادة الوالد. . . إلخ.
- (٣) قوله: "ولا شهادة الشريك. . . إلخ" لأنه شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما في المال، فإن شهد بما ليس من شركتهما تقبل لأنتفاء التهمة . (الجوهرة)
  - (٤) قوله: "وتقبل" لأن الأملاك متميزة والأيدي متحيزة لأنه ليس لأحدهما تبسط في مال الآخر. (ج)
- (٥) قوله: "ولا تقبل شهادة مخنث" يعنى إذا كان ردى الأفعال؛ لأنه فاسق، أما الذي في كلامه لين وفي أعضاءه تكسر، ولم يفعل الفواحش، فهو مقبول الشهادة، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٦) قوله: "ولا نائحة" في مصيبة غيرها، ولو بلا أجر، ولا مغنية لارتكابهما الحرام، فإنه عليه السلام نهى عن الصوتين الأحمقين: النائحة والمغنية، قيده بمصيبة غيرها لأنها لو ناحت في مصيبتها تقبل، وكذا المراد بالتغنى التغنى بين الناس وإلا فمجرد التغنى لاتسقط العدالة، كما في "القهستاني".
  - (٧) لأنها مرتكبة حرامًا. (ج)
- (٨) قوله: "ولا مدمن الشرب على اللهو [قيد باللهو لأن التداوى فيه خلاف]" يعنى شرب غير الخمر من الأشربة، أما الخمر فشربها يسقط العدالة، وإن كان بغير لهو، والإدمان المداومة والملازمة، أى يشرب، ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجدها، وإنما شرط الإدمان ليكون ذلك ظاهرًا منه، وأما من يتهم بالشرب ولم يظهر منه ذلك، لم يخرج من العدالة قبل ظهور ذلك منه، وكذا من جلس في مجلس الفجور والشرب، لا تقبل شهادته وإن لم يشرب. (الجوهرة النيّرة)
- (٩) قوله: "ولا من يلعب [وكذا من يلعب بالطنبور] بالطيور" والحمام؛ لأنه يورث غفلة، وقد يقف على العورات بصعود سطحه إذا أراد تطيير الحمام، وأما إذا كان يبيعها ولا يطيرها، ولا يعرف فيها بقمار، قبلت شهادته. (الجوهرة)
- (١٠) قوله: "ولا من يغنّى للناس" لا يقال: فهذا تكرار؟ لأنه قد ذكر المغنية، قلنا: هو مخصوص بالمرأة، وهذا عام أو لأن الأول في التغنى مطلقًا، وهذا في التغنّى للناس، وقيّد بالتغنى للناس؟ لأنه إذا كان لا يغنى لغيره ولكن يغنى لنفسه أحيانًا لإزالة الوحش فلا بأس، كذا في "المستصفى" وروى أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى بيت عمر رضى الله عنه فسمع عمر يترنّم في بيته، فدعاه، فخرج إليه عمر خجلا، فقال له: أسمعتنى يا عبد الرحمن؟ قال: نعم، قال له: إنا إذا خلونا، قلنا: ما يقول الناس، أتدرى ما كنت أقول؟ قال: لا قال: إنى قلت: لم يبنّ من شرف العلا إلا التعرض للخيوف فلأرمين بمهجتى بين الأسنة والسيوف (ج)

مَن يَد خُلُ الْحَمَّامَ بِغَيرِ إِزَارِ (۱) ولا مَن يَأْكُلُ الرِبَا (۲) ولا المُقَامِرُ بالنَرِ دوالشَطرَ بَ (۲) ولا مَن يَفعَلُ الطّرِيقِ، والأكلِ عَلَى الطّرِيقِ، ولا تُقبَلُ شَهَادَةُ مَن يُظهِرُ (۵) سَبّ السَلَفِ (۲) وتُقبَلُ شَهَادَةُ أهلِ الْأهوَاءِ (۱) إلا الْخَطّابِيّة (۸) وتُقبَلُ شَهَادَةُ أهلِ

(٢) قوله: "الربا" لأنه من الكبائر أى يأخذ القدر الزائد، والمراد بالأكل الأخذ، وشرط في "المبسوط" أن يكون مشهورًا بأكل الربا؛ لأن التجار قلّما يتخلصون عن الأسباب المفسدة للعقد، وكل ذلك ربا، فلا بد من الاشتهار، كما في "الدرر"، وفي "الجوهرة": وكذا كل من اشتهر بأكل الحرام، فهو فاسق مردود الشهادة.

(٣) قوله: "ولا المقامر بالنرد والشطرنج" والمقامرة: هي التراهن في اللعب، مأخوذ من القمر؛ لأن ماله يزداد إذا غلب، وينقص إذا غُلب كالقمر يزيد وينقص، والشطرنج -بكسر أوله، ولا يفتح، والسين المهملة - لغة فيه وشرط القمار؛ لأن مجرد اللعب بالشطرنج لا يقدح في العدالة، أما القمار فحرام، وفاعله فاسق، وفي شرحه من لعب بالشطرنج من غير قمار، ولا ذكر فاحشة، ولا ترك صلاة، فشهادته مقبولة، وإن كان ذلك يقطعه عن الصلاة، أو يذكر عليه فسقًا، أو يحلف عليه، لم يقبل شهادته.

قالوا في النرد: ترد شهادته بمجرد اللعب فيه من غير اشتراط القمار؛ لأن نفس اللعب فيه فسق، وقال عليه الصلاة والسلام: «ملعون من لعب بالنرد»، ومن يكون ملعونًا لم يكن عدلا، بخلاف الشطرنج؛ لأن للاجتهاد فيه مساغًا، فإن مالكًا والشافعي يقولان: بحل الشطرنج، فلا ترد شهادته ما لم ينضم إليه أحد المعاني الثلاثة، وهي القمار وفوت الصلاة وكثرة الحلف من "العيني" و "فتح المعين" و "العناية" و "الجوهرة"، وقال في "الفاتح": الشطرنج مكروه عندنا، ومباح عند الشافعي -انتهى -.

(٤) لأنه تارك للمروءة. (ج)

(٥) قوله: "ولا تقبل شهادة من يظهر سبّ السلف" وهم الصحابة والعلماء المجتهدون رضوان الله تعالى عليم أجمعين؛ لأن هذه الأفعال تدل على قصور عقله ومروءته، ومن لم يمتنع عنها لا يمتنع عن الكذب، كما في "الدرر"، وزاد في "الفتح": العلماء، ولو قال: أو يظهر سب مسلم لكان أولى؛ لأن العدالة تسقط بسب مسلم وإن لم يكن من السلف، كما في "النهاية" وغيرها، قيّد بالإظهار لأنه لو كتمه تقبل، كما في "الهداية".

(٦) قوله: "السلف" المراد من السلف كل من مضى من مقتدى الشرع كأبى حنيفة وأصحابه والشافعى وأتباعه وجميع التابعين وتبع التابعين، وقيل: المراد منهم الصحابة رضى الله عنهم، فمن ظهر سبهم فقد ظهر فسقه، كذا ذكره خواهر زاده، والسلف من زمان أبى حنيفة رضى الله عنه إلى زمان محمد بن الحسن، والخلف من زمان محمد بن الحسن إلى زمان شمس الأئمة الحلوائى، والمتأخرون من زمان شمس الأئمة الحلوائى إلى زمان حافظ الدين البخارى. (الفاتح)

(٧) قوله: "أهل الأهواء [إذا لم يكن اعتقادهم مؤدّيًا إلى الكفر]" وهم أهل القبلة الذين معتقدهم غير معتقد أهل السنة في بعض الأمور كالجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطّلة والمشبّهة، وكل منهم اثنى عشر فرقة على ما هو المذكور في الكتب الكلامية.

(٨) قوله: "إلا الخطّابية" وهم قوم من الروافض يشهد بعضهم لبعض بتصديق المشهود له يعتقدون بأنه

<sup>(</sup>١١) أي نوعًا من أنواعها، والكبيرة ما كانت حرامًا محضًا، شرع عليها عقوبة محضة بنصَّ قاطع. (ج)

<sup>(</sup>١) لأن كشف العورة حرام مستقبح بين الناس. (ج)

الذمة (۱) بعضَهُم عَلَى بعض (۲) وإن اختَلَفَ مِلَلُهُم (۱) ولا تُقبَلُ شَهَادَةُ الحَربِي (۱) عَلَى الذَمَى (۱) وإن كَانَتِ الحَسنَاتُ أَعْلَبَ مِن السَيّئَاتِ، والرَجُلُ مِمّن يَجتَنبُ الكَبَائِرَ قُبِلَت الذَمّي (۱) وإن كَانَتِ الحَسنَاتُ أَعْلَبَ مِن السَيّئَاتِ، والرَجُلُ مِمّن يَجتَنبُ الكَبَائِرَ قُبِلَت شَهَادَةُ الْأَقْلَفِ (۲) وإن أَلَمَّ بِمَعصية، وتُقبَلُ شَهَادَةُ الْأَقلَفُ (۲) والخَصّي (۱) ووكد الزِنَا، وشهادَةُ الخُنثَى جَائِزَةٌ، وإذَا وَافَقَت الشّهَادَةُ الدَعوى قُبِلَت، وإن خَالَفَتهَالَم تُقبَلُ (۱) ويُعتَبَرُ اتّفَاقُ الشّاهِدَينِ فِي اللَفظ والمَعنَى (۱) عند أبي حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، فإن شَهِدَ أَحَدُهُمَا بألف، والآخَرُ بألفَين لَم تُقبَل شَهَادَتُهُمَا (۱) عند أبي حَنيفَة .

وقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومُحَمّدٌ رَحمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: تُقبَلُ بالألف(١٢)، وإن شَهدَ أَحَدُهُمَا

صادق في دعواه نسبوا إلى أبي الخطاب هو رجل بالكوفة يعتقد أن عليا هو الإله الأكبر، وجعفر الصادق الإله الأصغر، وقد قتله الأمير عيسي بن موسى، وصلبه، كذا في "الجوهرة".

- (١) إذا كانوا عدولا في دينهم. (ج)
  - (٢) لحديث جابو رضي الله عنه.
- (٣) لإجماع الأمة، و لأنه شهادة على جنسه.
- (٤) لأنه عدو مطلقًا لمن في دار الإسلام، فلا يثبت له الولاية عليه.
  - (٥) يعني بالحربي المستأمن. (ج)
- (٦) قوله: "قبلت شهادته" وهذا هو الصحيح في حد العدالة المعتبرة، إذ لابد له من توقى الكبائر كلها، وبعد ذلك يعتبر الغالب، كما ذكرنا، فأما الإلمام بمعصية لا ينقدح به العدالة المشروطة، فلا يرد به الشهادة المشروعة؛ لأن في اعتبار اجتنابه الكل سد بابه، وهو مفتوح إحياء للحقوق، كذا في "الهداية"، ولأن كل واحد من دون الأنبياء عليهم السلام لا يخلو من ارتكاب خطيئة، فلو وقف الشهادة على من لا ذنب له أصلا لتعذر وجود ذلك في الدنيا، فسومح في ذلك، واعتبر الأغلب. وقوله: إن كانت الحسنات أغلب من السيئآت، يعنى الصغائر، وحاصله أن من ارتكب كبيرة وأصر على صغيرة، فإنه يسقط عدالته، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٧) قوله: "وتقبل شهادة الأقلف" وهو الذي لم يختن، وخصه بالذكر للشبهة الواردة من قول ابن عباس رضى الله عنه: إنه لا تقبل شهادته، وإنما يقبل إذا ترك الاختتان من عذر، أما إذا تركه استخفافًا بالدين واستهانة لم تقبل شهادته. (الجوهرة)
  - (٨) لأنه قطع عنه عضو ظلمًا، فصار كما إذا قطعت يده ظلمًا. (ج)
- (٩) قوله: "وإن خالفتها لم تقبل" كما إذا ادعى ألف درهم وشهد بمائة دينار، أو بكر حنطة؛ لأن من حكم الشهادة أن تطابق الدعوى في اللفظ والمعنى. (الجوهرة النيّرة)
  - (١٠) في الأموال والطلاق. (ج)
- (١١) قوله: "لم تقبل. . . إلخ" لأنهما اختلفا لفظًا ومعنّى؛ لأن الألف لا يعبر به عن الألفين. (الجوهرة)
- (١٢) لأنها داخلة في الألفين، فقد اتفقا عليها، وهذا إذا كان المدّعي يدّعي ألفين، أما إذا ادّعي ألفًا لا يقبل

بألف، والآخَرُبألف وحَمسِ مائة، والمُدَّعي يَدَّعي أَلفًا وحَمسَ مائة، قُبِلَت شَهَا دَتُهُمَّا بألف '') وإذَا شَهِدَ بأَلف وقَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ مِنهَا حَمسَمائة، قُبِلَت شَهَادَتُهُمَا بألف '') وإذَا شَهِدَ بأَلف شَهَادَ تُهُمَا بألف '') ولَم يُسمَع قَولُه: إنّه قَضَاهُ '') منهَا حَمسَمائة، إلا أَن يَشهَدَ مَعَه آخَرُ '')، ويَنبَغِي ''للشَاهد إذَا عَلمَ ذَلكَ أَن لا يَشهَدَ بألف '')، حَتّى يُقرّ المُدّعى أنّه قَبضَ حَمسَمائة .

(١) قوله: "قبلت شهادتهما بألف" لاتفاق الشاهدين عليها لفظًا ومعنّى؛ لأن الألف والخمسمائة جملتان عطف أحدهما على الأخرى، والعطف يقرر الأول، ونظيره الطلقة والطلقة والنصف بأن شهد أحدهما بطلقة، والآخر بطلقة ونصف، وكذا المائة والمائة والخمسون، بخلاف العشرة والخمسة عشرة؛ لأنه ليس بينهما حرف العطف هو نظير للألف والألفين، كما في "الهداية".

- (٢) لاتفاقهما عليه. (ج)
- (٣) لأنها شهادة فرد. (ج)
- (٤) فحينتاً صار على وضع هذا المقدار من الأصل شاهدان فتقبل.
  - (٥) أي يجب. (ج)
  - (٦) كي لا يصير معينًا على الظلم. (ج)
- (٧) قوله: "لم يقبل الشهادتين" لأن إحداهما كاذبة بيقين، وليست إحداهما بأولى من الأخرى. (الجوهرة النيرة)
- (٨) قبوله: "لم تقبيل [الأخسري]" لأن الأولى قيد تبرجحيت باتصبال القضاء بها، فلا تنتقض بالثانية. (الفاتح)

(٩)ولا يسمع القاضى الشهادة على جرح . . . الخ وهو أن يجرح المدعى عليه الشهود، فيقول : إنهم فسقة، أو مستأجرون على الشهادة، وأقامه على ذلك بينة، فإن القاضى لا يسمع بينته، ولا يلتفت إليها، ولكن يسأل عن شهود المدعى في السر، ويزكيهم في العلانية، فإذا ثبت عدالتهم قبل شهادتهم.

قوله: "ولا نفى" الشهادة على النفى مقبولة إذا كان النفى مقرونًا بالإثبات، وكان ذلك مما يدخل تحت القضاء، كما إذا شهدوا أن هذا وارث فلان، لا وارث له غيره أو لا نعلم، فعلم له وارثًا غيره، تقبل هذه الشهادة حتى إنه يسلم إليه كل المال، وكذا إذا قال لعبده: إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر، فشهد شاهدان أنه لم يدخل، قبلت شهادتهما، ويقضى بعتقه؛ لأن الشهادة على الشروط في النفى مسموعة. وإنما قلنا: إذا كان يدخل تحت القضاء؛ لأن الرجل إذا قال: إن لم أحج هذا العام، فعبدى حر، فشهد شاهدان أنه ضحى بالكوفة، لم يعتق

والموت والنكاح والدُّ حُولُ، ووَلايَةُ القَاضى، فإنّه يَسَعُه أَن يَشْهَدَ بهَذه الأشياء إذَا أُحبَرَه بهَا مَن يَثِقُ بِهُ (')، والشَهَادَة عَلَى الشَهَادَة جَائِزَةٌ (') فِي كُلِّ حَقِّ (') لا يَسقُطُ بالشُبهَة ، ولا تُقبَلُ فِي الحُدُودِ والقصاص، ويَجُوزُ شَهَادَةُ شَاهِدَينِ عَلَى شَهَادَة شَاهِدَينِ (')، ولا تُقبَلُ شَهَادة واحد عَلَى شَهَادَة شَاهِدَينِ شَهَادَة واحد (').

وصفة الإشهاد أن يَقُولَ شَاهِدُ الأصلِ لشَاهِد الفَرع: اشهَدْ عَلَى شَهَادَتِى أنّى أَشَهَدُ أَنَّ فُلانَ ابنِ فُلانَ أقَرَعَندَى بِكَذَا، وأشَهَدَ الأدَاء: أشهَدُ أَنَّ فُلانًا أقَرَعِندَهُ أَشْهَدُ الأَدَاء: أشهَدُ أَنَّ فُلانًا أقَرَعِندَهُ

عندهما؛ لأنها قامت على النفى، والتضحية مما لا يدخل تحت القضاء، وقال محمد: يعتق؛ لأنها قامت على أمر معلوم.

قوله: "ولا يحكم بذلك" فإن قيل: لا حاجة إلى هذا فإنه إذا لم يسمع فمعلوم أنه لا يحكم.

قلنًا: يمكن أن لا يُسمع، ولكن جَاز أن يحكم، فإن القاضى لا يجوز أن يسمعُ البينة في بيعُ المدبر، فأما إذا حكم بجواز بيعه صح؛ لأنه مختلف فيه، فإن عدل الشاهد وجرحه آخر، يسأل القاضي آخر، فإن عدله قضى بذلك، وإن جرحه اثنان لا يقضى به، وإن عدله بعد ذلك ألف، كذا في "الجوهرة النيّرة".

- (١) قوله: "وإذا أخبره بها من يثق به" وهذا استحسان، ويشترط أن يخبره بذلك رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان ممن يثق بهم، ويقع في قلبه صدقهم، ويشترط أيضًا أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة، كذا ذكره الخصاف. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "جائزة" وهذا استحسان لشدة الحاجة إليها إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض كالسفر والغيبة والموت، فلو لم يجز الشهادة على الشهادة، أدى إلى إتواء الحقوق، أى إهلاكها، ولهذا جوزنا الشهادة على الشهادة، وإن كثرت، أى بعدت، إلا أن فيها شبهة من حيث البدلية، أو من حيث إن فيها زيادة احتمال، وقد أمكن الاحتراز عنه بجنس الشهود، فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات، كالحدود والقصاص، كما في "الهداية".
  - (٣) احتراز عن الحدود والقصاص.
- (٤) قوله: "ويجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين" وصورته شاهدان شهدا على شهادة رجل. ثم أنهما بعينهما شهدا أيضاً على شهادة رجل آخر، فإنه جاز؛ لأنه وجد على شهادة كل واحد شاهدان. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد" لأن شهادة الواحد لا يقوم بها حجة، فلا بد من شهادة رجلين على شهادته، ولا يشبه هذا إذا شهد اثنان على اثنين؛ لأن الشّاهدين جميعًا يشهدان على كل واحد منهما، فقد ثبتت شهادة كل واحد بشهادة شاهدين، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٦) قبوله: "وأشهدني" إنها يقول: وأشهدني إذا كان المقر أشهده على نفسه، أما إذا كان سمعه، ولم يشهده على نفسه، فإنه يقول: أقر عندي، ولا يقول: أشهدني كي لا يكون كاذبًا. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "وإن لم يقل: أشهدني على نفسه جاز" وأما قوله: اشهد على شهادتي فلابد منه، وهو شرط

بكذا، وقال لي: إشهد على شهادتى بذلك "، فأنا أشهد بذلك، ولا تُقبَل شهادة شهو و الفرع إلا أن يَمُوت شهو و الأصل (")، أو يغيبُوا مسيرة ثلاثة أيّام فصاعدًا، أو يمرضُ وا مرضًا لا يستطيعُون مَعَه حُضُور مَجلس الحاكم، فإن عَدّل (") شهو دَالأصل ("شهو دُالفرع ") جاز (")، وإن سكتُوا عَن تَعديلهِ م جَازَ (")، وينظر القاضي في حَالِهِ م (")، وإن أنكر شهو دُالأصل الشَهادة (") لم تُقبَل شَهادة شُهُود الفرع .

وقَالَ أَبُوحَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي شَاهِدِ السزُورِ: أشهِرُهُ فِي السُوقِ، ولا أعزَرُهُ ('')، وقَالا رَحمَهُ مَا اللهُ تَعَالَى (''): نُوجعُه ضَربًا ونَحبسُه.

عندهما، وقال أبو يوسف تجوز وإن لم يذكر ذلك، ولابد من عدالة الأصل والناقل. (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>١) قوله: "أشهد على شهادتي بذلك" لأنه لابد من شهادته، وذكر شهادة الأصل ولفظ التحميل، ويشترط بقاء شهود الأصل على أهلية الشهادة، حتى لو فسقا، أو عميا، أو خرساً لم تقبل شهادة الفرع. (ج)

<sup>(</sup>٢) قوله: "إلا أن يموت شهود الأصل. . . إلخ" وهو ظاهر الرواية، وعليه الفتوى؛ لأن جوازها عند الحاجة، وإنما تعند عجز الأصل، وبهذه الأشياء يتحقق العجز بلا مرية، وبه أفتى في "السراجية" و"المضمرات"، كذا ذكره في "مجمع الأنهر"، وما في قاضي خان: أنها لا تقبل إذا مات الأصل، فهو خطأ منه تعقبه غير واحد من الفقهاء -فتدبر وتفقه-.

<sup>(</sup>٣) بأن كان يعرف القاضي الفروع دون الأصول.

<sup>(</sup>٤) مفعول به .

<sup>(</sup>٥) فاعل لـ عدل .

<sup>(</sup>٦) قوله: "جاز" وهو ظاهر الرواية، وهو الصحيح؛ لأنهم من أهل التزكية، فيسأل القاضي الفروع عن الأصول، ولا يقضى قبل السؤال، وشاهد الفرع إذا صلح مزكيًا، فلا فرق بين تزكيته وتزكية غيره، كما في "الكفاية" وغيره.

<sup>(</sup>٧) لأذ التعديل لا يلزمهم. (ج)

<sup>(</sup>٨) قوله: "وينظر القاضي في حالهم" أي حال شهود الأصل، كما لو حضر شهود الأصل بنفسه، ويسأل عن عدالتهم غير الفرع لكون شهود الأصل مستورًا أحوالهم.

<sup>(</sup>٩) قوله: "أنكر . . . إلخ" بأن قالوا: ليس لنا في هذه الحادثة شهادة وغابوا، أو ماتوا، ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتنا، فإن شهادة الفرع على شهادتهما لا تقبل؛ لأن التحميل لم يثبت وهو شرط، كذا في "الجوهرة" .

<sup>(</sup>١٠) قوله: "أشهره في السوق، ولا أعزره" أي لا أضربه وتفسير الشهرة، ما ذكر في المبسوط أن شريحًا كان يبعث بشاهد الزور إلى أهل السوق إن كان سوقيًا، أو إلى قومه إن لم يكن سوقيًا بعد العصر أجمع ما يكون، ويقول: إن شريحًا يقرأكم السلام، ويقول لكم: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه، وحذروا الناس منه

### بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَة <sup>(١)</sup>

إذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَن شَهَادَتِهِم قَبلَ الْحُكمِيهَا، سَقَطَت شَهَادَتُهُم، ولا ضَمَانَ عَلَيهِم "، فإن حَكَمَ بشَهَادَتُهُم، ولا ضَمَانَ عَلَيهِم " فإن حَكَمَ بشَهَادَتِهِم، ثُمَّ رَجَعُوا لَم يَفْسَخ الْحُكمُ، ووَجَبَ عَلَيهِم " ضَمَانُ مَا أَتلَفوه بشَهَادَتِهِم، ولا يَصِحَ الرُّجُوعُ إلا بحضرة الحَاكِم ( )، وإذَا شَهِدَ شَاهِدَ ان بَال، فحَكَمَ الحَاكِم به، ثُمَّ رَجَعَاضَمنَ النصفُ".

وإن شَهِدَ بالسَمَالِ ثَلاثَةٌ، فرَجَعَ أَحَدُهُمَا، فلاضَمَانَ عَلَيه (۱)، وإن رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَ الرَاجِعَانِ نِصِفَ السَمَالِ (۱)، وإن شَهِدَ رَجُلٌ وامرَ أَتَانِ، فرَجَعَت امرَ أَةٌ، ضَمِنَت رُبعَ الحَقّ (۱)، وإن شَهِدَ رَجُلٌ وامرَ أَتَانِ، فرَجَعَت امرَ أَةٌ، ضَمنَت رُبعَ الحَقّ (۱)، وإن رَجَعَتَا ضَمنَتَا نصِفَ الحَقّ .

والرجل والمرأة في شهادة الزور سواء، كذا في "الجوهرة".

(١١) قوله: "وقالا رحمهما الله" نوجعه ضربًا ونحبسه؛ لأن عمر رضى الله عنه أمر شاهد الزور حتى عزر وسخم وجهه وطيف به وحبس، قلنا: هذا محمول على أنه كان مصرًا على ذلك، وعند أبى حنيفة إذا كان بهذه الصفة يعزر، ولهذا جمع عمر عليه التعزير والتسخيم والشهرة والحبس. (الجوهرة)

- (۱) قوله: "باب الرجوع عن الشهادة" وجه المناسبة لما قبله وتأخيره عنه ظاهر؛ لأن الرجوع عن الشهادة يقتضى سبق وجودها وهو أمر مشروع مرغوب فيه ديانة؛ لأن فيه خلاصًا عن عقاب الكبيرة، وهذا الباب له ركن وشرط وحكم فركنه قول الشاهد رجعت مما شهدت به، أو شهدت بزور فيما شهدت به، وشرطه أن يكون عند القاضى، وحكمه إيجاب التعزير على كل حال، سواء رجع قبل القضاء بشهادته أو بعد القضاء بها، والضمان مع التعزير إن رجع بعد القضاء، وكان المشهود به مالا، وقد أزاله بغير عوض، كذا في المستصفى". (الجوهرة)
  - (٢) لأنهم لم يتلفوا بها شيئًا. (ج)
  - (٣) لأنهم اعترفوا بالتعدّى، فلزمهم الضمان. (ج)
- (٤) لأن الرجوع فسخ للشهادة، فيختص بما يختص به الشهادة من مجلس القاضي، والمراد أي حاكم كان، ولا يشترط الذي يحكم. (ج)
- (٥) قوله: "ضمنا المال للمشهود عليه" لأن السبب على وجه التعدّى سبب للضمان، كما في حأفر البئر، وقد تسبّبا للإتلاف تعدّيًا، وإنما يضمنان إذا قبض المدعى المال؛ لأن الإتلاف به يتحقق. (الجوهرة النيّرة)
  - (٦) والأصل أن المعتبر بقاء من بقي، لا رجوع من رجع، وقد بقي بشهادته نصف الحق. (ج)
    - (٧) لبقاء النصاب.
    - (٨) لبقاء نصف نصاب الشهادة، وهو واحد من ثلاثة، فيبقى نصف الحق.
- (٩) قوله: "ضمنت ربع الحق" بالإجماع لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة، ولإن رجعتا ضمنتا نصف الحق لبقاء نصف الحق ببقاء الرجل.

وإن شهد رَجُلٌ وعَشرُ نِسوَة، فرَجَع ثَمَانُ نِسوَة مِنهُنّ، فلا ضَمَانَ عَلَيهِن (۱) فإن رَجَعَت أخرَى، كَانَ عَلَى الرَجُلِ سُدُس الحَقّ، أخرَى، كَانَ عَلَى الرَجُلِ سُدُس الحَقّ، وعَلَى الرَجُلِ سُدُس الحَقّ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى (۱) . وقالا: عَلَى الرَجُلِ النصفُ، وعَلَى النسوَة النصف (۱) .

وإن شهد شاهد ان على امرأة بالنكاح بمقد ار مهر مثلها، أو أكثر ، ثُم رَجَعا ، فلا ضمان على عليه ما أن و النشهد أبأقل من مهر السَمثل ، ثُم رَجَعالَم يَضمنا النُقصان أن ، وكذلك إذا شهد اعلى رَجُل بتزويج امرأة بمقد ار مهر مثلها، أو أقل أن وإن شهد ابأكثر من مهر الممثل ، ثُم رَجَعاضمنا الزيادة أن أن وإن شهد ابأكثر من مهر الممثل ، ثُم رَجَعاضمنا الزيادة أن وإن شهد المثل ، قوان شهد اعكى رَجُل أنّه طلق لم يَضمنا الدُحُول بِها، ثُم رَجَعاضمنا نصف المهر المهر المهر المهر المثل الدُحُول بِها، ثُم رَجَعاضمنا نصف المهر المهر النه على رَجُل أنّه طلق المرأته قبل الدُحُول بها، ثُم رَجَعاضمنا نصف المهر المهر الذكول بها، ثُم رَجَعاضمنا نصف المهر الله مهر النه وإن كان بَعد الدُحُول لم

<sup>(</sup>١) لبقاء النصاب، وهو رجل وامرأتان من العشر.

<sup>(</sup>٢) قوله: "ربع الحق" لبقاء ثلاثة أرباع الحق ببقاء رجل وامرأة، كما مر.

<sup>(</sup>٣) قوله: "عند أبى حنيفة" لأن كل امرأتين قامت مقام رجل واحد، فعشر نسوة كخمسة من الرجال، كما لو شهد به ستة رجال، ثم رجعوا، فإن الضمان يكون عليهم أسداسًا، فعلى الرجل غرم السدس هو حصة اثنتين من العشر، وعليهن غرم خمسة أسداس، كذا في "مجمع الأنهر".

<sup>(</sup>٤) لأن العشر من النساء يقمن مقام رجل واحد، فيكن نصف النصاب.

<sup>(</sup>٥) لأنهما أتلفا عليه عين مال بعوض؛ لأن البضع عند دخوله في ملكه متقوم. (ج)

<sup>(</sup>٦) قوله: "لم يضمنا النقصان" لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف، وصورته أن يشهد أنه تزوجها على خمسمائة، ومهر مثلها ألف، ثم يرجعان، فإنهما لا يضمنان شيئًا؛ لأنهما لم يخرجا عن ملكها ماله قيمة، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٧) ثم رجعا لم يضمنا؛ لأن هذا إتلاف بعوض، والإتلاف بعوض كالإتلاف. (ج)

<sup>(</sup>٨) لأنهما أتلفا بغير عوض، ثم هذا النكاح جاز عند أبي حنيفة ظاهرًا وباطنًا، حتى يجوز وطءها عنده، وعندهما يجوز في الظاهر، لا في الباطن، حتى لا يجوز وطءها عندهما. (ج)

<sup>(</sup>٩) قوله: "لم يضمنا" لأنهما حصلا له بشهادتهما مثل ما أزالاه عن ملكه، وهذا إذا كان المشترى يدعى والبائع ينكر، أما إذا كان البائع يدعى والمشترى ينكر، يضمنان الزيادة، كذا في "المستصفى"، كذا في "الجوهرة"، وفي "الهداية" وغيره هذا الحكم على الإطلاق.

<sup>(</sup>١٠) لأنهما أتلفا هذا الجزء بلا عوض. (ج)

<sup>(</sup>١١) قوله: "ضمنا نصف المهر" لأنهما أكدا ضمانًا على شرف السقوط، ألا ترى أنها لو طاوعت ابس

يَضمَنَا (()، وإن شَهِدَا أَنَّه أَعتَقَ عَبدَه، ثُمَّ رَجَعَا ضَمنَا قِيمَتَه (() ، وإن شَهِدَا بِقِصَاص، ثُم ّ رَجَعَا بَعدَ القَتلِ ضَمنَا الديةَ (() ، ولا يُقتَص منهُمَا () ، وإذَا رَجَعَ شُهُودُ الفَرعِ ضَمنُوا (ف) ، وإن رَجَعَ شُهُودُ الفَرعِ ضَمَا الديةَ (() ، وقالُوا: لَم نُشهِد شُهُودَ الفَرعِ عَلَى شَهَادَتِنَا، فلا ضَمَانَ عَليهِم (() ، وإن قالَ: شُهُودُ الفَرعِ كَذَب شُهُودُ الأصلِ ، أو غَلَطُوا فَى شَهَادَتهم ، لَم يُلتَفَت إلَى ذَلك (() ، وإن قالَ: شُهُودُ الفَرعِ كَذَب شُهُودُ الأصلِ ، أو غَلَطُوا فَى شَهَادَتهم ، لَم يُلتَفَت إلَى ذَلك (() .

وإذَا شَهِدَ أربَعَةٌ بالزِنَا، وشَاهِدَ ان بالإحصَان، فرَجَعَ شُهُودُ الإحصَان لَم يَضمَنُوا (۱۱) وإذَا رَجَعَ السُهُودُ الإحصَان لَم يَضمَنُوا وإذَا رَجَعَ السَمُزَكِّونَ عَن التَزكية ضَمنُوا (۱۱) وإذَا شَهِدَ شَاهِدَ ان باليَمين، وشَاهِدَ ان بوُجُودِ الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلا، ولأن الفرقة قبل الدخول في معنى الفسخ، فيوجب سقوط جميع المهر، كما مرفى النكاح، ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة، فكان واجبًا بشهادتهما، كذا في "الهداية".

- (١) لأن خروج البضع من ملك الزوج، لا قيمة له، والمهر يلزمه بالدخول، فلم يتلفا عليه شيئًا له قيمة. (ج)
- (٢) قوله: "ضمنا قيمته" لأنهما أتلفا مالية العبد عليه من غير عبوض، والولاء للمعتق؛ لأن العتق لا يتحول إليهما بهذاالضمان، فلا يتحول الولاء، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٣) قوله: "ضمنا الدية" ولا يُقتص منهما؛ لأن القتل وجد باختيار الولى؛ لأنه ليس بمضطر فيه لاقتداره على العفو أيضًا، ولم يكونا سببًا بالقتل، فلرائحة السببية وقعت الشبهة، وهي مانعة عن القود لا عن الدية؛ لأن المال يثبت مع الشبهة، كذا في "مجمع الأنهر".
  - (٤) لأنهما لم يباشرا القتل، ولم يحصل منهما إكراه عليه. (ج)
  - (٥) قوله: "ضموا" لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم، فكان التلف مضافًا إليهم. (ج)
    - (٦) يعنى بعد ما قضى القاضى بشهادة الفرعين. (ج)
    - (٧) أي على الأصول لأنهم أنكروا الإشهاد، ولا يبطل القضاء. (ج)
- (٨) قوله: "قوله: ضمنوا" هذا عند محمد؛ لأن الفروع نقلوا شهادة الأصول، فصار كما لو حضروا، وأما عندهما: فلا ضمان على الأصول إذا رجعوا؛ لأن القضاء وقع بشهادة الفروع، وإن رجع الأصول والفروع جميعًا، فعندهما: الضمان على الفروع؛ لأن القضاء وقع بشهادتهم، وعند محمد: هو بالخيار، إن شاء ضمن الفروع أو الأصول. (الجوهرة)
- (٩) قوله: "لم يلتفت إلى ذلك" لأن ما أمضى من القضاء لا ينتقض بقولهم، ولا يجب الضمان عليهم؛ لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على غيرهم بالرجوع، كذا في "الهداية" و "الجوهرة".
- (١٠) قوله: "لم يضمنوا" لأن شهود الإحضان غير موجبين للرجم؛ لأن الإحصان كان موجودًا فيه قبل الزنا غير موجب للرجم، فلما وجد الزنا بعد الإحصان وجب الرجم، وإذا لم يجب بشهادة شهود الإحصان رجم، لم يضمنوا بالرجوع، كذا في "الجوهرة النيرة".
  - (١١) هذا عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يضمنون.

الشَّرِط، ثُمَّرَجَعُوا، فالضَّمَانُّ عَلَى شُهُود اليَمين خَاصَّةً (١).

# كتَابُ آدَابِ القَاضي (٢)

لا تَصِح وَلا يَةُ القَاضِي حَتّى يَجتَمِعَ فِي المُولِّي شَرَائِطُ الشَهَادَةِ (٣)، ويَكُونَ مِن أهلِ الاجتهاد (٤)، ولا بَأسَ بالدُّخُولِ فِي القَضَاءِ (٥) لمَن يَثِقُ بنَفسِه أنّه يُؤدّى فَرضَه (٢)، ويُكرَهُ الدُّخُولُ فَيه (٧) لمَن يَخَافُ العَجَز عَنهُ، ولا يَأْمَنُ عَلَى نَفسه الحَيفَ فيه، ولا يَنبَغي أن يَطلُبَ

(١) لأن الحكم يتعلق باليمين. (ج)

(٢) قوله: "كتاب آداب القاضى" لما كانت الشهادة تلزم الشهود إذا طالبهم المدعى، والمطالبة لا تكون إلا عند القاضى، والقاضى يحتاج إلى آدابه، وهى الخصال الحميدة، فأور دمباحث القضاء وعنون الكتاب بآداب القاضى لاهتمام شأن الآداب لكون القاضى محتاجًا إليها، والآداب جمع أدب، وهو حسن الأحوال فى القيام والمقعود وحسن الأخلاق واجتماع الخصال الحميدة، وقيل: هو اسم يقع على كل رياضة محمودة فيخرج بها الإنسان إلى فضيلة من الفضائل، وأما القضاء فقال ابن قتيبة: تستعمل لمعان كلها ترجع إلى الختم والفراغ من الأمر، يعنى بإكماله، وفي الشرع فصل الخصومات وقطع المنازعات، وقيل غير ذلك، كما بسط في المبسوطات، وأركانه ستة، كما نظمه ابن الغرس صاحب الفواكه البداية:

أطراف كبل قضية حكمية ست يلوح بعدها تحقيق حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريق

فالأطراف هي الأركان والقضية الحكمية هي الحادثة المنسوبة إلى الحكم، والحكم يعم القولى والفعلى، والمحكوم به شرطه أن يكون معلوما وله وهو المدعى، وشرطه صحة دعواه، وكونه بمن تقبل شهادة القاضى له، والمحكوم عليه هو المدعى عليه، الحاكم شرطه العقل والبلوغ والإسلام والحرية والسمع والبصر والنطق والسلامة عن حد القذف، وأن يكون مولى الحكم دون سماع الدعوى فقط، والطريق هو البينة، أو الإقرار، أو النكول، والقضاء أمر من أمور الدين قد أمر الله نبيه بقوله: ﴿أَنِ احْكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيكَ ﴾ وبعث عليًا قاضيًا إلى اليمن ومعاذًا، وعليه إجماع المسلمين.

(٣) قوله: "شرائط الشهادة" وهي الحرية والبلوغ والعدالة، وإنما ذكر المولى بلفظ اسم المفعول ولم يقل المتولى ليكون فيه دلالة على تولية غيره له بدون طلبه، وهو الأولى للقاضى، وإنما اعتبر فيه شرائط الشهادة؛ لأن الحكم لما كان فيه نفوذ الحكم على الغير أشبه الشهادة التي توجب الحق على الغير، قال في شرحه: لا ينبغي أن يولى القضاء إلا الموثوق بعفافه وصلاحه ودينه، كذا في "الجوهرة النيرة".

- (٤) قوله: "ويكون من أهل الاجتهاد" وهو أن يكون عارفًا بالسنة والأحاديث، ويعرف ناسخها ومنسوخها، وعامها وخاصها، وما أجمع عليه المسلمون من ذلك. (الجوهرة)
  - (٥) لأن كبار الصحابة والتابعين تقلدوه، وكفى بهم قدوة.
- (٦) قوله: "أنه يؤدّى فرضه" وهو الحق لأن القضاء بالحق فرض أمر به الأنبياء صلوات الله عليهم، قال الله تعالى: ﴿يَا دَاوِدُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرضِ فَاحكُم بَينَ النّاسِ بِالحَقَ، وقال لنبينا ﷺ: ﴿إِنّا أَنزَلْنَا إِلَيكَ الكّيّابَ بِالْحَقّ لِيَحكُم بَينَ النّاسِ بِالحَقّ، كذا في "العناية".
- (٧) قوله: "ويكره الدخول . . . إلخ" كيلا يصير الدخول وسيلة إلى مباشرته القبيح ؛ لأنه قبل القضاء

الوَلايَة (ا) ولا يَسألَهَا، ومَن قُلّدَ في القَضَاءِ سُلِّمَ إِلَيه ديوَانُ القَاضِي (اللَّهُ عَانَ قَبلَه، ويوَانُ القَاضِي عَانَ أَلَّذَى كَانَ قَبلَه، وينظُر (اللَّهُ عَلَى حَالِ المحبُوسِينَ (اللَّهُ فَمَن اعتَرَفَ مِنهُم الْحَقِ الزَمَه إِيّاهُ (اللَّهُ وَمَن أَنكَرَ (اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيه أَلَهُ عَلَيه وَاللَّهُ عَلَي عَلَيه أَلَهُ عَلَي حَسَبِ مَا تَقُومُ إِنه وَيَعْتَرِفُ بِه مَن هُوَ فَي يَده (۱۱).

ولا يَقبلُ قَولَ المَعزُولِ إلا أَن يَعتَرِفَ الذي هُوَ فِي يَده أَنَّ المَعزُولَ سَلَّمَهَا إِلَيهِ، فيُقبَلُ قَولُه فِيهَا، ويَجلسُ للحُكمِ جُلُوسًا ظَاهِرًا فِي المَسجِد ('`')، ولا يَقبَلُ هَديّةً ("') إلا من في عَرَحمٍ مَحرَمٍ مِنهُ (١٤)، أو مَن جَرَتْ عَادَتُه قَبلَ القَضَاءِ جُهَادَاتِه، ولا يَحضُرُ دُعوةً إلا أَن

لا يتمكن من إجراء الظلم على غيره، أو ارتكاب قبيح آخر بعجزه وخوفه، فلما ولى القضاء، فقد تمكن من ذلك لقدرته وولايته، فيصير دخول القضاء شرطًا لارتكابه، كذا في "الكفاية".

- (١) قوله: "ولا ينبغي أن يطلب . . . إلخ" لقوله عليه السلام : «من طلب القضاء وُكُل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده» ولأن من طلبه يعتمد على نفسه فيحرم ، ومن أجبر عليه يتوكل على ربه فيلهم .
- (٢) قوله: "ديوان القاضي . . . إلخ" وهي الخرائط التي فيها السجلات والصكوك ونسب الأوصياء والقوام بأموال الوقف، كذا في " الجوهرة النيرة" .
  - (٣) لأنه نصب ناظرًا في أمور المسلمين. (ج)
    - (٤) وفي نسخة: المسجونين.
    - (٥) وحبسه إذا طلب الخصم ذلك.
      - (٦) ما يوجب الحبس.
- (٧) قوله: "لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة" يعنى إذا قال المعزول: إنى حبسته بحق لم يلتفت إلى
   قوله: بدون البينة؛ لأن بالعزل التحق بسائر الناس، وشهادة الفرد غير مقبولة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه.
- (٨) قوله: "حتى ينادى عليه" وصورة النداء أن ينادى فى مجلسه: أيّا ما من كان يطلب فلان بن فلان المحبوس بحق فليحضر، فإن لم يظهر له خصم أخذ منه كفيلا وأطلقه، وإنما أخذ الكفيل لجواز أن يكون له خصم غائب، فاستحب أن يتوثق فى ذلك بأخذ الكفيل، كذا فى "الجوهرة النيّرة".
  - (٩) وفي نسخة: وينظر في أمره.
    - (۱۰) أي غلة الوقوف.
  - (١١) ولا يقبل قول المعزول في ذلك. (ج)
  - (١٢) كي لا يشتبه مكانه على الغرماء، ويستقبل القبلة في جلوسه، ويدعو الله أن يوفقه ويسدده. (ج)
    - (١٣) للتهمة.
- (١٤) وهذا إذا لم يكن للقريب خصومة، أما إذا كانت لا يقبل، وكذا المهدي إذا زاد على المعتاد، أو كانت

تَكُونَ عَامَّةً ()، ويَشهَدُ الجِنَازَة، ويَعُودُ المَرِيضَ (٢)، ولا يُضَيَّفُ أَحَدَ الخَصمَينِ دُونَ خَصمه، فإذَا حَضَرَ سَوَّى بَينَهُ مَا فِي الجُلُوسِ والإِقبَالِ، ولا يَسَارَ (٢) أَحَدَهُمَا، ولا يُشِيرُ إلَيهِ، ولا يُلَقَنُه حُجَّةً (١).

797

فإذَا ثَبَتَ الْحَقّ عندَه، وطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقّ حَبَسَ غَرِيه لَم يُعجّل بحَبسه (٥) وأمره بِدَ فع مَا عَلَيه، فإن امتَنَعَ، حَبسَه في كُلَّ دَينٍ لَزِمَه بَد لا عَن مَال حَصَلَ في يَدَه (٢) كثَمَن المَبيع وبَد ل القَرضِ، أو التَزَمَهُ بعَقد كالمهرِ والكَفَالَة، ولا يَحبِسُه فيمَا سوى ذَلك (٧) ، إذَا قَالَ: إنّى فَقيرٌ إلا أن يُشِت غَرِيه (٨) أَنَّ لَه مَالا، ويَحبِسُه شَهرَينِ، أو ثَلاثَة ، ثُم يَسألُه عَنه ، فإن لم يَظهَر لَه مَال خَلّى سَبِيلَه (١) ، ولا يَحُولُ بَينَه وبَينَ غُرَمَاء ه (١) ، ويُحبَسُ الرَجُلُ فِي نَفَقَة لِه خصومة لا يقبل هديته . (ج)

(۱) قوله: "ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة" وهي التي ما لو علم المضيف أن القاضى لا يحضرها يعملها، وهذا أصح ما قيل في تفسيره، وقيل: هي دعوة العرس والختان، والخاصة هي ما لو علم المضيف أن القاضى لا يحضرها لم يعملها، ثم إن الشيخ لم يفصل في الخاصة بين أن تكون لأجنبي، أو لذي رحم محرم، وفي "الهداية": لا يجيبها إلا إذا كانت لذي رحم محرم. (الجوهرة النيرة)

(٢) قوله: "ويشهد الجنازة [وفي "الجوهرة": الجنائز]، ويعود المريض [إذا لم يكن من المتخاصمين. (الفاتح)]" لأن ذلك من السنة ومن حقوق المسلم، فلا يمنع القضاء منها، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يشهد الجنائز، ويعود المرضى، وهو أفضل الحكام.

- (٣) أي سرگوشي نكند با يكي از هر دو.
  - (٤) لأن فيه كسر قلب الآخر . (ج)

(٥) قوله: "لم يعجل بحبسه. . . إلخ" لأن الحبس إنما هو جزاء المماطلة، فلابد من ظهورها، وهذا إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لا يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة، فلعله طمع في الإمهال، فلم يستصحب المال، فإذا امتنع بعد ذلك حبسه، وأما إذا ثبت الحق بالبينة حبسه حين يثبت لظهور المطل بإنكاره، كذا في "الهداية". (ج)

(٦) قوله: "حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده . . . إلخ الأنه إذا حصل المال في يده ثبت غناه، وإنما يحبسه إذا كان موسرًا، أما إذا كان معسرًا لا يحبسه، وأما المهر فالمراد به المعجل دون المؤجل . (ج)

(٧) قوله: "ولا يحبسه فيما سوى ذلك . . . إلخ "كضمان الغصب وأرش الجناية وضمان التلف، وإنما لا يحبس في هذه الأشياء إذا ادعى الفقر لأنه لا دليل على اليسار؛ لأن دليل اليسار إذا لم يوجد كان القول لمن عليه الدين، وعلى المدعى إثبات غناه، أى قدرته على وفاء الدين، بخلاف الفصل الأول؛ لأنه حيث حصل المال في يده ثبت غناه به، وإقدامه على التزامه باختياره دليل يساره . (فتح المعين)

(٨) المدّعي.

(٩) قوله: "خلّى سبيله" لأنه استحق الإنظار إلى الميسرة، فيكون حبسه بعد ذلك ظلمًا، وليس تقدير مدة حبسه شهرين، أو ثلاثة بلازم، بل التقدير فيه مفوض إلى رأى القاضي لاختلاف أحوال الناس فيه، فمن

زَوجَتِه (۱) ولا يُحبَسُ الوَالِدُ فِي دَينِ وَلَده (۲) الا إذَا امتَنَعَ مِن الإِنفَاقِ عَلَيه (۲) ويَجُوزُ قَضَاءُ السَمَرأة فِي كُلَّ شَيء إلا فِي الحُدُودِ والقِصَاصِ (۱) ويُقبَلُ كِتَابُ القَاضِي إلَى القَاضِي (۱) فِي الخُفُوقِ إذَا شَهِدَ بِه (۲) عندَه (۷) فإن شَهِدُوا عَلَى خَصِمٍ حَاضِرٍ، حُكمَ بالشَهَادَة (۱) فِي الخُفُوقِ إذَا شَهِدَ بِه (۱) عندَه (۷) فإن شَهِدُوا عَلَى خَصِمٍ حَاضِرٍ، حُكمَ بالشَهَادَة ليَحكُم بها وكَتَبَ بحُكمه، وإن شَهِدُوا (۱) بغيرِ حَضرة خصمه لَم يَحكُم، وكَتَبَ بالشَهَادَة ليَحكُم بِهَا السَمَكتُوبُ إليه، ولا يُقبَلُ الكِتَابُ إلا بشَهَادَة رَجُلَينِ أو رَجُلٍ وامرَ أتَينِ (۱۱) ، ويَجِبُ أن يَقرَأُ

الناس ممن يضجره الحبس القليل، ومنهم من لا يضجره الكثير، فوقف ذلك على رأى الحاكم، فإن قامت البيئة على إفلاسه قبل حبسه، أو قبل المدة، تقبل في رواية، ولا تُقبل في رواية أخرى، وهي المختار؛ لأن البينة لا تطلع على إعساره ولا يساره لجواز أن يكون له مال مخبولا يطلع عليه الشهود، فلابد من حبسه، ثم إذا حبسه القاضي المدة المذكورة، وسأل عنه فأخبر بإعساره أخرجه من الحبس، ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة، بل إذا أخبره بذلك ثقة عمل بقوله، والاثنان أحوط، وهذا إذا لم يكن الحال حال منازعة، أما إذا كان بأن ادعى المطلوب الإعسار، وقال الطالب: هو موسر، فلا بد من إقامة البينة، كذا في "الجوهرة النيرة".

- (۱۱) بعد خروجه من الحبس. (ج)
  - (١) لأنه ظالم بالامتناع عنها. (ج)
- (٢) قوله: "ولا يحبس الوالد في دين ولده [وإن علوا]" يعنى لا يحبس الوالدون وإن علوا لأجل دين الولد وولد الابن وإن سفلوا؛ لأن الحبس نوع عقوبة، فلا يستحقها الولد على والديه كالحدود والقصاص، قال الله تعالى: ﴿فَلا تَقُل لَهُمَا أَفَ وَلا تَنهَرُهُمَا﴾، والحبس أشد من ذلك. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه" إذا كان صغيرًا فقيرًا؛ لأن في ذلك إحياء المولد، والنفقة لا تستدرك بمضى الزمان، فال الخجندي: إذا لا تستدرك بمضى الزمان، فال الخجندي: إذا كان المديون صغيرًا، وله ولى، يجوز له قضاء ديونه، وللصغير مال حبس القاضى الولى إذا امتنع من قضاء ديونه. (الجوهرة)
  - (٤) اعتبارًا لشهادتها.
- (٥) قوله: "ويقبل كتاب القاضى إلى القاضى 'يريدبه من قاضى مصر إلى قاضى مصر آخر، ومن قاضى مصر آخر، ومن قاضى مصر إلى قاضى الرستاق من غير عكس. وصورته: رجل ادعى على رجل ألفا وأقام على ذلك بينة أو أقر بذلك، فاصطلحا على أن يأخذها منه في بلد آخر، يكتب هذا القاضى كتابًا إلى ذلك القاضى مخافة أن ينكره، فيأخذه بالكتاب. (الجوهرة)
  - (٦) أي بالكتاب المكتوب إليه.
    - (٧) أي عند القاضي .
- (٨) قوله: "فإن شهدوا. . . إلخ" هذا بيان أن كتاب القاضى إلى القاضى نوعان: المسمى سجلا، والمسمى بالكتاب الحكمى، والفرق بينهما أن الأول إذا وصل إلى المكتوب إليه ليس له إلا التنفيذ، وافق رأيه، أو خالفه، لاتصال الحكم به، كذا في "العناية".
  - (٩) أي عند القاضي الكاتب.
  - (١٠) لأن الكتاب يشبه الكتاب، فلا يشت إلا بحجة تامة. (ج)

الكتَابَ عَلَيهِم لِيَعرِفُوا مَا فِيه، ثُم يَختِمُه (۱) ويُسَلّمُه (۲) إلَيهِم، وإذَا وَصَلَ إلَى القَاضِي لَم يَقبَلُهُ إلا بحَضرَةَ الخَصمِ (۲)، فإذَا سَلّمَه الشُّهُودُ إلَيه نَظَرَ إلَى خَتمِه، فإذَا شَهِدُوا أنَّه كتَابُ فُلانِ القَاضِي سَلّمَه إلَينَا فِي مَجلسِ حُكمِه وقَضَاءِه (۱)، وقَرَأَهُ عَلَينَا وحَتَمَه، فَتَحَهُ القَاضَى (۵)، وقَرَأَهُ عَلَى الخَصم وألزَمَه مَا فيه .

ولا يُقبَلُ كِتَابُ القَاضِي إلَى القَاضِي فِي الحُدُودِ والقصَاصِ (٢)، ولَيسَ للقَاضِي أَن يَستَخلِفَ (٢) عَلَى القَاضِي الْفَاضِي أَن يَستَخلِفَ (٢) عَلَى القَاضِي حُكمُ حَاكِم أَمضَاهُ إلا أَن يُخالِفَ الكَتَابَ (٢١)، أو السُّنةَ، أو الإجمَاعَ، أو يَكُونَ قولا لا دَلِيلَ عَلَيهِ، ولا يَقضِي القَاضِي عَلَى غَائِبِ (١١) ألا أن يَحضُر من يَقُومُ مَقَامَه (٢١).

<sup>(</sup>١) كي لا يتولاهم التغيير.

<sup>(</sup>٢) بحضرتهم.

<sup>(</sup>٣) لأنه بمنزلة أداء الشهادة، فلا بد من حضوره. (ج)

<sup>(</sup>٤) أي في مجلس يصح حكمه فيه، حتى لو سلمه في غير ذلك المجلس لا يصح، كذا في شاهان. (ج)

<sup>(</sup>٥) حينئذ.

 <sup>(</sup>٦) قوله: "في الحدود والقصاص" أنهما يسقطان بالشبهة، وفي كتاب القاضي إلى القاضي شبهة؛ لأن
 الخط يشبه الخط، فيمكن أنه لم يكن من القاضي، والحدود تندرئ بالشبهات، كذا في " الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٧) بعذر أو غيره .

<sup>(</sup>٨) لأنه قلد القضاء دون التقليد فيه، فصار كوكيل الوكيل. (ج)

<sup>(</sup>٩) أي الاستحلاف.

<sup>(</sup>١٠) قوله: "إلا أن يخالف الكتاب" كالحكم بحل متروك التسمية عامدا، فإنه مخالف لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَم يُذكر اسمُ الله عَلَيه ﴾ أو السنة أى المشهورة منها كالحكم في المطلقة ثلاتًا بثبوت الحل بنفس العقد بدون الوطء، فإنه يخالف الحديث المشهور، وهو حديث رفاعة: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق هو من عسيلتك»، أو الإجماع كالحكم بجواز بيع متروك التسمية عمدًا، فإنه مخالف لما اتفقوا عليه في الصدر الأول، فكان قضاءه بخلاف الإجماع، أو يكون قولا لا دليل عليه، وفي بعض النسخ بأن يكون قولا لا دليل عليه، كما إذا مضي على الدين سنون، فحكم بسقوط الدين عمن عليه لتأخير المطالبة، فإنه لا دليل شرعى يدل على ذلك، كذا في "المعتبرات" من "الجوهرة" و "رمز الحقائق" وغيرهما.

<sup>(</sup>١١) قوله: "ولا يقضى القاضى على غائب" لأنه يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم، فاشتبه وجه القضاء. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١٢) كالوكيل أو من نصبه القاضي. (ج)

وإذَا حَكَم رَجُلان رَجُلا بَينَهُ مَا، ورَضيَابحُكمه جَازَإذَا كَانَ بِصِفَة الحَاكم (۱٬ ولا يَجُوزُ تَحكيم الكَافِرِ والعَبد والذمّي والممَحدُ ود في القَذ ف والفَاسقِ والصَبِي (٢٠) ولكُل وَاحد مِن المحكِم عَليهما (١٠) وإذَا حَكَم عَليهما (١٠) وإذَا مُحكِم عَليهما (١٠) وإذَا مُحكِم عَليهما (١٠) وإذَا مُحكِم عَليهما (١٠) وإذَا مُحكِم عَليهما (١٠) وإذَا مَكَم عَليهما (١٠) وإذَا مَكَم عَليهما (١٠) وإذَا مَحكِم عَليهما (١٠) وإذَا مَكَم عَليهما (١٠) وإذَا مَكَم عَليهما (١٠) وإذَا مَكَم عَليهما (١٠) وإذَا مَكم عَليهما (١٠) وإن حَكما أو في دَم الخَطأ، فقضي الحَاكم عَلى العَاقلَة بالدية لَم في الحُدُود والقصاص (١٠) وإن حَكما أو في دَم الخَطأ، فقضي الحَاكم عَلَى العَاقلَة بالدية لَم يُنفَذ حُكمُ الحَاكم ويَجُوزُ أن يسمع البَيّنَة ، ويقضي بالنُكُول (١١) ، وحُكم الحَاكم لَا بَويه وولَد وزوجَته بَاطل (١١) .

# كتَابُ القسمَة (١٣)

يَنبَغِي للإمَامِ أَن يَنصِبَ قَاسِمًا، يَرزُقُه مِن بَيتِ المَالِ لِيُقَسِّمَ بَينَ النَّاسِ بغَيرِ أجرِ (١٤)،

- (١) بأن لم يكن كافرًا ولاعبدًا ولأصبيًا، ويشترط أن يكون من أهل الشهادة وقت التحكيم والحكم . (ج)
  - (٢) لانعدام أهلية القضاء منهم اعتبارًا بأهلية الشهادة . (ج)
  - (٣) قوله: "ما لم يحكم عليهما" لأنه مقلد من حتهما، فلا يحكم إلا برضاهما. (الجوهرة)
    - (٤) يعني قبل الرجوع. (ج)
    - (٥) لصدور حكمه على ولايته عليهما. (ج)
      - (٦) ذلك الحكم.
    - (٧) لأنه لا فائدة في نقضه، ثم إبرامه على ذلك الوجه.
      - (٨) لأنه حكم لم يصدر عن ولاية الإمام. (ج)
- (٩) قبوله: "ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص" لأنهما لا ولاية لهما على دمهما، ولهذا لا على دمهما، ولهذا لا يملكان إباحته، ولأن الحدود والقصاص يسقطان بالشبهة، ونقصان ولاية الحكم شبهة في المنع منه، كشهادة النساء مع الرجال، وفي "الذخيرة": تجوز في القصاص، لأنه من حقوق العباد، كذا في "الجوهرة النيّرة".
  - (١٠) لأنه لا ولاية له عليهم؛ إذ لا تحكيم من جهتهم. (ج)
    - (١١) وكذا بالإقرار؛ لأنه حكم موافق للشرع. (ج)
      - (١٢) لأجل التهمة. (ج)
- (١٣) قوله: "كتاب القسمة" أوردها بعد القضاء لكونها من توابعه، وهي في اللغة اسم للاقتسام، كانقدرة للاقتدار، وفي الشريعة تمييز الحقوق وتعديل الأنصباء، وسببها طلب الشركاء أو بعضهم، وركنها هو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتمييز بين الأنصباء كالكيل في المكيل والوزن في الوزني، والعدد في العددي، والذرع في الذرعي، وشرطها عدم فوت المنفعة بالقسمة، وحكمها تعيين نصيب كل من الشركاء على حدة، والدليل على جوازها أن النبي على قسم خيبر بين أصحابه، كذا في "المعتبرات" من "الجوهرة" وغيرها.
- (١٤) قوله: "ينبغي للإمام أن ينصب قاسمًا يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجر " لأن القسمة

فإن لَم يَفَعَل نَصَبَ قَاسِمًا يُقَسَّمُ بِالأَجرَةِ (١) ويَجِبُ أَن يَكُونَ عَدلا مَأْمُونًا عَالِمًا (١) بالقسمة (١) ولا يُترَكُ القَسَّامُ يَشتَرِكُونَ (١) بالقسمة (١) ولا يُترَكُ القَسَّامُ يَشتَرِكُونَ (٥) وأَجرَةُ القَسَّام عَلَى عَدَدرُؤُوسهم عندَ أبى حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى (١) .

وقَالارَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: علَى قَدرِ الأنصِبَاءِ (٧)، وإذَا حَضَرَ الشُركَاءُ عِندَ القَاضِي، وفِي أيديهِم دَارٌ، أوضَيعَةٌ (٨)، وادّعَوا أنّهُم وَرَثُوهَا عَن قُلان لَم يُقَسّمهَا القَاضِي (١) عِندَ أبى حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تُعَالَى حَتّى يُقيمُوا البَيّنَةَ عَلَى مَوته وعَدَد وَرَثَته. وقَالا رَحمَهُمَا اللهُ

من جنس عمل القضاء من حيث إنه يتم بها قطع المنازعة، وإنما يرزقه من بيت المال لأن منفعة نصب القاسم تعم الكافة، فكانت كفايته في بيت مالهم غرما بغُنم. (الجوهرة)

- (١) قـولـه: "قاسمًا يقسم بالأجـرة" معناه بأجـرة عــلى الـمتقاسمين؛ لأن النفع لهــم عــلى الخصوص. (الجوهرة النيرة)
- (٢) قوله: "ويجب أن يكون . . . إلخ" يعنى عدلا فيما بينه وبين الله أمينًا فيما بين الناس عالمًا بأحكام القسمة ؛ لأنه إذا لم يكن كذلك حصل منه الحيف . (الجوهرة)
  - (٣) أى بأحكامها. (ج)
- (٤) قوله: "ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد [بأن يستأجروه]" أي يجبرهم على أن يستأجروه؛ لأن في إجبارهم على ذلك إضرار لهم؛ لأنه ربما يطلب منهم زيادة على أجر المثل، ويتقاعد بهم. (الجوهرة)
- (٥) قوله: "ولا يترك القسام يشتركون" لأنهم إذا اشتركوا تحكموا على الناس في الأجر وتقاعدوا عنهم، وعند عدم الاشتراك يتبادر كل منهم إلى ذلك خشية الفوت، فترخص الأجرة. (الجوهرة النيرة)
- (٦) قوله: "وأجرة القسام على عدد رؤوسهم عند أبى حنيفة" أى رؤوس المتقاسمين؛ لأن الأجر مقابل بالتمييز، هو لا يتفاوت؛ لأن العمل يحصل لصاحب القليل مثل ما يحصل لصاحب الكثير، وربما يتعصب الحساب بالنظر إلى القليل وقد تنعكس الأمر فيتعذر اعتباره، فيتعلق الحكم بأصل التمييز. (الجوهرة النيرة)
- (٧) قوله: "وقالا على قدر الأنصباء" لأنه مؤنة الملك، فيقدر بقدره كأجرة الكيال والوزان وحفر البئر المشتركة، قلنا: في حفر البئر الأجر مقابل بنقل التراب، وهو لا يتفاوت، والكيل والوزن إن كانا للقسمة قيل هو على الخلاف، وإن لم يكونا لها، فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت.

وقولنا: وإن لم يكونا للقسمة بأن اشتريا مكيلا، وأمرا إنسانًا ليكيله ليصير الكل معلوم القدر، فالأجر على قدر الأنصباء. (الجوهرة النيّرة)

(۸) زمین .

(٩) قوله: "لم يقسمها القاضى. . . إلخ" لأن الشركة مبقاة على ملك الميت، والقسمة قضاء على الميت، والقسمة قضاء على الميت، والإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى غير المقر، فلابد من البينة لكونه حجة على الميت مع أن العقار محصن بنفسه، فلا حاجة إلى القسمة، بخلاف المنقول؛ لأنه غير محفوظ بنفسه، كذا في "مجمع الأنهر".

تَعَالَى: يُقَسَّمُهَا باعترافهِم، ويَذ كُرُفي كِتَابِ القِسمَة أَنَّه (١) قَسَّمَهَا بِقُولِهِم (٢)، وإن كَانَ المَالُ المُشتَرَكُ مِمَّا سوَى العَقَارِ، وادَّعُوا أَنَّه مِيرَاثٌ، قَسَّمَه في قَولهِم جَميعًا (٢).

وإن ادَّعَوا فِي العَقَارِ أَنّهُم اسْتَرَوهُ قَسَّمَهُ بَينَهُم (')، وإن ادَّعَ والملك، ولَم يَذ كُرُوا كَيفَ انتَقَلَ إلَيهِم قَسَّمَهُ بَينَهُم (')، وإذَا كَانَ كُلّ وَاحِد مِنَ الشُركَاء (') يَنتَفِعُ بِنَصِيبِه قَسَمَ بَطَلَبِ أَحَدهِم (')، وإن كَانَ أَحَدُهُم يَنتَفِعُ ، والآخَرُ يَستَضِرّ لقِلّة نَصِيبِه، فإن طَلَب صَاحِبُ القَليلِ لَم يُقَسّم، وإن كَانَ كُلّ وَاحِد مِنهُمَا مَا حَبُ الْكَثِيرِ قَسَّم '()، وإن طَلَب صَاحِبُ القَليلِ لَم يُقَسّم، وإن كَانَ كُلّ وَاحِد مِنهُمَا يَستَضِرّ لَم يُقَسّم وَإِن كَانَ كُلٌ وَاحِد مِنهُمَا يَستَضِرّ لَم يُقَسّم هَا إلا بتَرَاضِيهِ مَا (')، ويُقَسّم '(') العُرُوضَ إذَا كَانَت مِن صِنف وَاحِد ('')، ولا

<sup>(</sup>١) أي القاضي .

<sup>(</sup>٢) قوله: "أنه قسمها [أى القاضي] بقولهم" فائدته أن حكم القسمة يختلف بين ما إذا كانت بالبينة أو بالإقرار، فمتى كانت بالبينة أيتعدى الحكم إلى الميت، وبالإقرار يقتصر عليهم حتى لاتبين امرأته، ولا يعتق مدبروه وأمهات أولاده، ولا يحل الدين الذي على الميت؛ لأنا لم نعلم موته بالبينة، وإنما علمناه بإقراره، وإقرارهم لا يعدوهم، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٣) قوله: "قسمه في قولهم جميعًا" لأن في قسمته نظرًالاحتياجه إلى الحفظ كما مر كذا في "المجمع".

<sup>(</sup>٤) قوله: "قسمه بينهم" اتفاقًا لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له، ولأن المبيع زال عن ملك البائع قبل القسمة، فلم تكن قضاء على الغير، وفي رواية لا يقسم حتى يقيم البينة على الملك لجواز أن يكون في أيديهم، والملك للغير، والأول أصح. (رمز الحقائق وغيره)

<sup>(</sup>٥) قوله: "وإن ادعوا الملك، ولم يذكروا. . . إلخ "معناه إذا كان العقار في أيديهم يدعون أنه ملك لهم، ولا يدعون انتقال الملك فيه من غيرهم، فإنه يقسم بينهم باعترافهم؛ لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير، فإنهم ما أقروا بالملك لغيرهم، وهذه رواية كتاب القسمة، وفي "الجامع الصغير": لم يقسمها حتى يقيموا البينة؛ لاحتمال أن يكون لغيرهم. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٦) بعد القسمة.

<sup>(</sup>٧) قوله: "قسم بطلب أحدهم [جبرًا على من أبى]" لأن القسمة حق لازم فيما يحتملها عند طلب أحدهم.

 <sup>(</sup>٨) قوله: "قسم وإن طلب صاحب القليل لم يقسم" لأن الأول أي صاحب الكثير منتفع، فاعتبر طلبه،
 والثاني أي صاحب القليل متعنت في طلبه، فلم يعتبر، وهو الصحيح، كما في "الهداية".

 <sup>(</sup>٩) قوله: "لم يقسمها إلا بتراضيهما" لأن الجبر على القسمة لتكميل المنفعة، وفي هذا تفويتها، ويجوز بتراضيهما؛ لأن الحق لهما. (الجوهرة)

<sup>(</sup>۱۰) القاضي جبرًا.

<sup>(</sup>١١) قوله: "إذا كانت من صنف واحد [كالثياب مثلا]" لأن عند اتحاد الجنس يتحد المقصود، فيحصل

يُقَسَّمُ الجِنسَينِ بَعضَهَا فِي بَعض (١) إلا بتَرَاضِيهِمَا . وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: لا يُقَسَّمُ الرَقِيقُ (٢) ولا الجَوَاهِرُ (٣) وقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: يُقَسَّمُ الرَقِيقُ (١) ولا يُقسَّمُ حَمَّامٌ ، ولا بئرٌ ولا رَحَى (٥) إلا أن يَتَرَاضَى الشُركَاءُ .

وإذَا حَضَرَ وَارِثَانَ عِندَ القَاضِي، وأَقَامَا البَيْنَةَ عَلَى الوَفَاةِ وعَدَد الوَرَثَة، والدَارُ فِي أَيديهِم، ومَعَهُم وَارِثٌ غَائِبٌ، قَسَّمَهَا القَاضِي بطَلَب الحَاضِرِينَ (٢)، ونَصَبُ (للغَائِب وَيَهِم، ومَعَهُم وَارِثٌ غَائِب، قَسَّمَهَا القَاضِي بطَلَب الحَاضِرِينَ (٢)، ونَصَبُ للغَائِب وَكِيلا يَقبضُ نَصِيبَه، وإن كَانُ العَقَارُ في يَد وَكِيلا يَقبضُ نَصِيبَه، وإن كَانَ العَقَارُ في يَد الوَارِث الغَائِب، أو شَيءٌ منه (٤) لَم يُقسم (١١)، وإن حَضَرَ وَارِثٌ وَاحِدٌ لَم يُقسم (١١)، وإذَا التعديل في القسمة، والنكميل في المنفعة.

- (١) قوله: "ولا يقسم الجنسين. . . إلخ" لأنه لا اختلاط بين الجنسين، فلا تقع القسمة تمييزًا، بل تقع معاوضة، وسبيلها التراضي دون جبر القاضي، وقوله بعضها في بعض بأن جميع نصيب أحدهما في الإبل، ونصيب الآخر في البقر. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "لا يقسم الرقيق" يعنى بانفراده، فإن كان معه شيء آخر قسم بالاتفاق، قال في "الينابيع": إنما لا يقسم إذا طلب القسمة بعض الشركاء دون بعض، أما إذا كانت بتراضيهم جاز، كذا في "الجوهرة النيّرة".
- (٣) قوله: "ولا الجواهر" المتفاوتة كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد؛ لأن هذه أجناس مختلفة لا تنقسم بعضها في بعض، وأما إذا انفرد جنس منها فالتعديل فيه يمكن فيجوز قسمته. (الجوهرة)
- (٤) قوله: "يقسم . . . إلخ" لاتحاد الجنسين، فصار كالإبل والخيل والغنم، وبه قالت الأئمة الثلاثة، وله أن قسمة الرقيق لمعانيها الباطنة متعذر، ولا وقوف عليها، ولا يمكن التعديل، فلا يقسم إلا بتراض، بخلاف الحيوانات إذا كانت من جنس واحد، وبخلاف المغنم لأن حق الغانمين يتعلق بالمالية لا بالعين، وهذا الخلاف فيما . إذا كان الرقيق وحدهم، كما بيناه .
  - (٥) قوله: "ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحى . . . إلخ" وكذا الحائط بين الدارين لاشتمال الضرر في الطرفين، إذ لا يبقى كل نصيب منتفعًا به انتفاعًا مقصودًا، فلا يقسم القاضي، بخلاف التراضي لما بينا .
  - (٦) قوله: "قسمها . . . إلخ" وكذا لو كان مكان الغائب صبى يقسم وينصب له وصيا بقبض نصيبه، كذا في "الجوهرة النيرة" .
    - (٧ُ) وفي نسخة: وينصب مكان نصب.
  - (٨) قوله: "لم يقسم [وإن أقاموا البينة على الشراء. (ج)]. . . إلنج" والفرق أن ملك الوارث ملك خلافة (عن المورث) حتى يرد بالعيب، ويرد عليه بالعيب فيما اشتراه المورث أو باع، ويصير مغروراً بشراء المورث، فانتصب أحدهما خصما عن الميت فيما في يد، والآخر عن نفسه، فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاصمين، أما الملك الثابت بالشراء ملك مبتدأ، أي جديد، ولهذا لا يرد بالعيب على بائع بائعه، فلا يصلح الحاضر خصما عن الغائب، فوضح الفرق، كذا في "الهداية".
    - (٩) أي من العقار .

محصر العدوري كتاب القسمة كَانَت دُورٌ مُشتَرَكَةٌ (١) في مصرٍ وَاحِدٍ، قُسمَت (٢) كُلّ دَارٍ عَلَى حِدَتِها (٣) فِي قَولِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى (٤).

وقَالارَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى (٥): إن كَانَ الأصلَحُ لَهُم قِسمَةَ بَعضهَا في بَعض قَسّمَهَا، وإن كَانَت دَارًا وضَيعَةً، أو دَارًا وحَانُوتًا، قُسَّمَ كُلِّ وَاحِد عَلَى حِدَتِه (٦)، ويَنبَغِي للقَاسِم أن يُصور ر مَا يُقَسَّمُه (٧)، ويُعَدّلُه (٨) ويَذرَعُه (٩) ويُقَوّمُ البِنَاءَ (١١)، ويُفرِدُ كُلِّ نَصِيبِ عَن البَاقِي (١١١) بطريقه

(١١) قوله: "لم يقسم" وإن أقام البينة؛ لأنه لابد من حضور خصمين؛ لأن الواحد لا يصلح مخاصِمًا ومخاصمًا، فكذا مقاسمًا ومقاسَما، بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين، فإن كان الحاضر كبيرًا وصغيرًا، نصب القاضي للصغير وصيا وقسم إذا أقيمت البينة، كذا في "الجوهرة النيّرة".

- (١) متلازقة كانت أو متفرقة.
- (٣) ولم يجمع نصيب أحدهم في دار إلا أن يتراضوا على ذلك.
- (٤) لأن الدور المختلفة بمنزلة الأجناس المختلفة إلا أن يتراضوا على ذلك. (ج)
- (٥) قوله: "وقالا إن كان الأصلح لهم. . . إلخ" لهما أنها جنس واحد اسمًا وصورةً؛ نظرًا إلى أصل السكني، أجناس معنى نظرًا إلى اختلاف المقاصد ووجوه السكني، فيفوض الترجيح إلى القاضي، وله أن الاعتبار للمعنى، وهو المقصود، ويختلف ذلك باختلاف البلدان والمحال والجيران والقرب إلى المسجد والماء اختلافًا فاحشًا، فلا يمكن التعديل في القسمة، ولهذا لا يجوز التوكيل بشراء دار، كذا في "الهداية".
- (٦) قوله: "قسم كل واحد على حدته" لاختلاف الجنس؛ لأن الدار والضيعة جنسان، وقدبينا أن الجنسين لا يقسم بعضها في بعض؛ لأن القسمة تمييز أحد الحقين من الآخر، ولا اختلاط بين الجنسين، ثم إن الشيخ رحمه الله جعل الدار والحانوت جنسين، وهكذا ذكر الخصاف، وفي الأصل ما يدل على أنها جنس واحد فيجعل في المسألة روايتان. (الجوهرة النيّرة)
- (٧) قوله: "أن يصور ما يقسمه. . . إلخ "ليمكنه حفظه، يعني يكتب على كل كاغذة نصيب فلان كذا ونصيب فلان كذا، ليرفع تلك الكاغذة إلى القاضي حتى يتولى الإقراع بينهم بنفسه، وفي الحواشي معناه يصور ما يقسمةً قطعا، ويسويه عَلَى سهام المقسوم عليهم، ويعتبر أقل الأنصباء حتى لو كان ذلك سدسًا جعله أسداسًا، وإن كان ربعًا جعله أرباعًا ليمكن للقسمة، وإن كان لأحدهم سدس، وللآخر ثلث، وللآخر نصف جعله ستة أسهم، ويلقب نصيبًا بالأول، والذي يليه بالثاني، والثالث على هذا، ويكتب أساميهم ويجعلها قرعة ويلقبها في كمه، فمن خرج سهمه أولا فله السهم الأول إن كان يفي بسهمه، فإن كان ذلك صاحب السدس فله الجزء الأول، وإن كان صاحب الثلث فله الأول والذي يليه، وإن كان صاحب النصف فله الأول، واللذان يليانه فافهم. (الجوهرة النيّرة)
- (٨) قوله: "ويعدله" أي من حيث الصورة والقيمة، أي يسويه على سهام القسمة، ويروى يعزله بالزاي،

<sup>(</sup>١٠) قوله: "لم يقسم [وإن قامت البينة ما لم يحضر الغائب.]" لأن في القسمة استحقاقًا ليد الغائب، فلا يجوز إلا أن يكون عنه خصم، ولا خصم ههنا. (الجوهرة)

وشُربِه، حَتّى لا يَكُونَ لنَصِيبِ بَعضِهِ م بِنَصِيبَ الأَخَرِ تَعَلَّقٌ (')، و يَكتُبُ أَسَامِيهِ م (')، و يَجعَلُهَا قُرْعَةً، ثُمّ يُلَقّب نَصِيبًا بِالأَوّل، والذي يَلِيه بِالثَّانِي، والذي يَلِيه بِالثَّالِث (')، وعَلَى هَذَا ثُمّ يُخرِجُ القُرعَة (')، فمَن خَرَجَ اسمُه (') أوّلا، فله السَهمُ الأُوّل، ومَن خَرَجَ ثَانِيًا، فله السَهمُ الثَّانِي (')، ولا يُدخِلُ فِي القِسمَةِ الدَرَاهِمَ والدَّنَانِيرَ (') إلا بتَرَاضِيهِم، فإن قَسّمَ السَهمُ الثَّانِي ('') المُ الثَانِي ('') اللهُ عَرْبَ القِسمَةِ الدَرَاهِمَ والدَّنَانِيرَ ('') إلا بتَرَاضِيهِم، فإن قَسّمَ

أي يقطعه بالقسمة عن غيره. (الجوهرة النيّرة)

- (١٠) قوله: "ويقوم البناء" يعنى إذا كان يحتاج إلى التقويم، ثم قال في "الهداية": يقوم البناء لحاجته إليه إذ البناء يقسم على حدة، فيقوم حتى إذا قسمت الأرض بالساحة ووقع في نصيب أحدهم يعرف قيمته الدار ليعطى الآخر مثل ذلك. (الجوهرة النيرة)
  - (١١) وفي بعض النسخ: عن الثاني.
  - (١) فلتقطع المنازعة، ويتحقق معنى القسمة على التمام. (ج)
    - (٢) وفي نسخة: أسماءهم.
      - (٣) إلى أن يفرغ السهائم.
- (٤) قوله: "ثم يخرج . . النخ بأن يكتب القاضى أسماء الشركاء في بطاقات ثم يطوى كل بطاقة بعينها، ويجعلها في قطعة من طين، ثم يدلكها بين كفيه حتى تصير مستديرة فيكون شبهة البندقية، كذا في "الكفاية"، والقرعة ليست بواجبة، وإنما هي لتطييب الأنفس وسكون القلب، ولنفي تهمة الميل حتى إن القاضى لو عيّن لكل واحد منهم نصيبا من غير اقتراع جاز؛ لأنه في معنى القضاء، فيملك الإلزام كذا في "الجوهرة".
- (٥) قوله: "فمن خرج اسمه" وقد مر هذا التشريح مستوعبا في هذه الصفحة في ضمن قوله: وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه، فانظر هناك.
  - (٦) ومن خرج ثالثًا، فله الثالث.
- (٧) قوله: "ولا يدخل في القسمة الدراهم . . . إلخ" صورته دار بين جماعة ، فأرادوا قسمتها ، وفي أحد الجانبين فضل بناء ، فأراد أحد الشركاء أن يكون عوضه من الجانبين فضل بناء ، فأراد أحد الشركاء أن يكون عوضه من الأرض ، فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك ، كذا في "الجوهرة" .

قال في "البرهان": لأن القسمة من حقوق الملك السمشترك، والشركة بينهم في الدار لا في الدراهم، فلا تجوز قسمة ما ليس بمشترك، كما في الدار، وعن أبي يوسف: يقسم الكل باعتبار القسمة إذا كان أرضًا وبناء لتعذر التعديل إلا بالقيمة، وعن الإمام أنه يقسم الأرض بالمساحة في المسوحات، فمن كان نصيبه أجود، أو وقع له البناء يرد على الآخر دراهم حتى يساويه، فيدخل الدراهم في القسمة ضرورة كالأخ لا ولاية له في المال، ثم يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج، وعن محمد: أنه يرد على شريكه من الأرض في مقابلة البناء، فإذا بقي فضل، ولا يمكن التسوية بأن لا تفي الأرض بقيمة البناء، فحينتذ يرد في مقابلة الفضل دراهم؛ لأن الضرورة في هذا القدر، وفي "الاختيار": وقول محمد أحسن وأوفق للأصول، كما في "مجمع الأنهر".

<sup>(</sup>٩) ليعرف قدره. (ج)

بَينَهُم، ولأ حَدهِم مَسيلٌ في ملك الآخر، أو طريقٌ لَسم يُشتَرَط (١) في القسمة، فإن أمكنَ صَرفُ الطَرِيقِ والمسيلِ عَنه (١) فليس لَه (١) أن يَستَطرِقَ ويَسيلَ في نَصيبِ الآخر، وإن لَم يُمكن صَرفُ الطَريقِ والمسمَةُ (١) ، فليس لَه (١) أن يَستَطرِقَ ويَسيلَ في نَصيبِ الآخر، وإن لَم يُمكن فُسخَت القسمة وأنّ ، وإذَا كَانَ سفلٌ لا عُلولَه (٥) ، أو عُلوٌ لا سفلَ له ، أو سفلٌ له عُلوٌ، قُومٌ كُل واحد عَلَى حدته، وقُسم بالقيمة، ولا يُعتبَرُ بغير ذَلك (١) ، وإذَا اختلَفَ المُتقاسمُونَ (١) ، فشهدَ القاسمان قُبلَت شهَادَتُهُمَا، وإن ادّعَى أحدهُ هُمَا الغَلط (٨) وزَعَمَ المُتَقَاسمُونَ (١) ، فشهدَ القاسمان قُبلَت شهَادَتُهُمَا، وإن ادّعَى أحدهُ هُمَا الغَلط (٨) وزَعَمَ

- (١) ذلك المرور .
- (٢) أي عن نصيب الآخر.
- (٣) لأنه أمكن له تحقيق معنى القسمة من غير ضرورة. (ج)
- (٤) قوله: "فسخت القسمة" لأن القسمة لبقاء الاختلاط، فتستأنف، وهذا إذا لم يشترط القاسم فى القسمة أن ما أصاب كل واحد منهم كان له بحقه؛ لأنه إذا لم يشترط ذلك لم يكن له حق الاستطراق فى نصيب شريكه، فيصير من يقع له ذلك لا ينتفع بنصيبه، فلهذا فسخت، وأما إذا كان القاسم شرط فيها أن ما أصاب كل واحد منهم فهو له بحقوقه، فإنه يترك الطريق والمسيل فى حق الآخر على ما كان عليه قبل القسمة، كذا فى "الجوهرة النيرة".
- (٥) قوله: "وإذا كان سفل . . . إلخ "هذا قول محمد وعليه الفتوى، وعندهما: يقسم بالذراع، ومعنى المسألة إذا كان سفل مشترك بينهما، وعلو لآخر، وقوله: وعلو لا سفل له، أى علو مشترك بينهما، وسفله لآخر، وقوله: وسفل له علو، أى مشترك بينهما. وجه قولهما: إن القسمة بالذراع هى الأصل، فيصار إليه ما أمكن، ووجه قول محمد: إن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذه بثراً وإصطبلا، وغير ذلك، فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة، ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف فى كيفية القسمة بالذراع، فقال أبو حنيفة: ذراع من سفل بذراعين من علو. وقال أبو يوسف: كل ذراع من العلو بذراع من السفل الذى لا علو له، بيانه: سفل بين رجلين وعلو فى بيت آخر بينهما أيضا، أراد قسمتهما فإنه يقسم البناء على طريق القيمة بالإجماع، وأما الساحة فتقسم بالذراع من السفل بذراعين من العلو عند أبى حنيفة. وقال أبو يوسف: ذراع من العلو بذراع من السفل؛ لأن بالذراع من السفل بذراعين من العلو عند أبى حنيفة أن منفعة العلو أنقص من منفعة السفل، ألا ترى أن منفعة السفل السكنى والبناء عليه، وحفر البئر فيه، وأن يجعل فيه أوتاداً ومربطاً للدواب وغير ذلك، وأما العلو فلا منفعة فيه إلا السكنى لا غير، إذ لا يمكنه البناء علوه إلا برضا صاحب السفل، ولأن منفعة العلو لا تبقى بعد فوات العلو، وأما على قول محمد: يقسمان بالقيمة؛ لأن منفعتهما وختلف باختلاف الحر والبرد، فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة، والفتوى على قول محمد، كذا في "الجوهرة".
  - (٦) وهذا قول محمد، وعليه الفتوى. (ج)
- (٧) قوله: "وإذا اختلف المتقاسمون" بأن قال أحدهم: بعض نصيبي في يد صاحبي، وأنكر الآخرون، وشهد القاسمان، أي إذا كان قسمة الدار، أو الأرض بين الورثة أو المشترين، فأنكر بعضهم أن يكون استوفى نصيبه، فشهد القاسمان الذان توليا القسمة، أنه استوفى نصيبه، قبلت شهادتهما، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا تقبل، وهو قول أبي يوسف أولا، وبه قال الشافعي، وذكر الخصاف قول محمد مع

أنّه أصّابه شَيءٌ في يد صَاحِبه، وقَد أشهَد عَلَى نَفسه بالاستِيفَاء (۱) لَم يُصَدّق عَلَى ذَلكَ الا بِبيّنَة (۲) وإن قَالَ: استَوفَيتُ حَقّى، ثُمّ قَالَ: أخَذ تُ بعضَه، فالقَولُ قُولُ خَصمه مَعَ يَمينه (۳) وإن قَالَ (۱) أصَابَني (۱) إلى مَوضَع كَذَا، فلَم يُسلّمه إلى ولَم يُشهِد (۲) عَلَى نَفسِه بالاستيفَاء، وكَذبَه شَرِيكُه تَحَالَفَا، وفُسخَت القسمَةُ (۱) وإن استَحَقّ بعضَ نَصيب أحَد هِمَا بِعَينه، لَم تُفسَخ القسمَةُ عند أبى حَنيفَة رَحَمهُ اللهُ تَعَالَى، ورَجَعَ بحِصّة ذَلِكَ مِن نَصيب شَريكه، وقَالَ أبُويُوسُفَ: تُفسَخُ القسمَةُ (۱).

قولهما، وقاسما القاضي أو غيره سواء، كذا في "المعتبرات"، وفي بعض الشروح إن قسما بغير أجرة قبلت شهادتهما، وإن قسما بأجرة لا تقبل، وعند محمد لا تقبل في الوجهين، كذا في "الجوهرة".

وقال في المصفى: شهادتهما مقبولة، سواء قسما بأجر، أو بغير أجر، وهو الصحيح، فإن شهد قاسم واحد لا يقبل؛ لأن شهادة الفرد غير مقبولة.

- (٨) في القسمة.
- (١) أي والحال أنه أقر أنه استوفي نصيبه.
- (٢) قوله: "إلا ببينة" لأنه يدعى فسخ القسمة بعد تمامه، وقد أقر باستيفاء حقه، فلا يصدق إلا ببينة، فإن لم تقم له بينة استحلف الشركاء، فمن نكل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعى، فيقسم بينهما على قدر أنصباءهما، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٣) قوله: "فالقول قول خصمه مع يمينه [إذا كان العجز عن إقامة البينة]" لأنه أقر بتمام القسمة، واستيفاءه لنصيبه، ثم ادعى حقّا على خصمه وهو منكر، فلا تقبل عليه إلا ببينة، كذا في "الجوهرة النيّرة".
  - (٤) قبل أن يقرّ بالاستيفاء.
    - (٥) من ذلك .
    - (٦) أي لم يقر. (ج)
- (٧) قوله: "وفسخت القسمة [لأن العقدلم يتم بينهما. (ج)]" لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة، فصار نظير الاختلاف في مقدار المبيع.
- (٨) قوله: "وقال أبو يوسفُ: تفسخ القسمة [ويكون ما بقى بينهما نصفين. (ج)]" ومحمد مع الإمام في الأصح، قال في "الهداية": ذكر الاختلاف في استحقاق بعض بعينه، وهكذا ذكر في "الأسرار"، والصحيح أن الاختلاف بين الشيخين في استحقاق بعض شائع من نصيب أحدهما، فأما في استحقاق بعض معين لا تفسخ القسمة بالإجماع، واستحق بعض شائع يفسخ بالاتفاق، انتهى ما فيه.

واعلم أنّ المسألة على ثلاثة أوجّه، ففي استحقاق بعض معين في أحد النصيبين أو فيهما جميعًا لا تنقص القسمة بالاتفاق، وفي استحقاق لبعض شائع في النصيبين ينقض القسمة بالاتفاق، وفي استحقاق بعض شائع في أحد الطرفين لا ينقض القسمة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافًا لأبي يوسف، كذا في "غاية البيان".

#### كتَابُ الإكرَاه (١)

الإِكرَاهُ يَشبُتُ حُكمُه إِذَا حَصَلَ مِمّن يَقدرُ عَلَى إِيقَاعٍ مَا يُوعِدُ بِه (٢) سُلطَانًا كَانَ أُو لِصّا(٢) وإِذَا أكرِهَ الرَجُلُ عَلَى بَيعٍ مَالِه، أَو عَلَى شَرَاءِ سِلْعَة ، أَو عَلَى أَن يُقِرّلرَجُلِ بِأَلْفِ دِرهَمٍ ، أُو يُؤَا جِرَدَارَه، وأكرِه عَلَى ذَلكَ بِالقَتلِ ، أَو بِالضَرب الشَّديد ، أَو بِالحَبسِ ، فَبَاعَ أُو دَرهَمٍ ، أُو يُؤَا جِرَدَارَه ، وأكرِه عَلَى ذَلكَ بِالقَتلِ ، أَو بِالضَرب الشَّديد ، أو بِالحَبسِ ، فَبَاعَ أَو اشترَى ، فَهُو بِالْخِيَارِ (٤) ، إِن شَاءَ أَمضَى البَيعَ (٥) ، وإن شَاءَ فَسَخَه ، ورَجَعَ بِالْمَبيع ، فإن كَانَ قَبضَ الثَمَنَ طُوعًا ، فقد أَجَازَ البَيعَ (٦) ، وإن كَانَ قَبضَه مُكرَهًا ، فليسَ بإجَازَة ، وعَليه رَدّه (٧) إِن كَانَ قَبضَ الثَمَنَ طُوعًا ، فقد أَجَازَ البَيعَ (٦) ، وإن كَانَ قَبضَه مُكرَهًا ، فليسَ بإجَازَة ، وعَليه رَدّه (٧) إِن

# وإن هَلَكَ السَمبِيعُ فِي يَدِ السَّمُشتَرِي، وهُوَ غَيرُ مُكرَهٍ (٩) ، ضَمِنَ قِيمَتَه (١١) ، وللمُكرَهِ (١١) أن

(١) قوله: "كتاب الإكراه" لما فرغ عن القضاء والقسمة التي هي من توابعه أورد مباحث الإكراه بمناسبة أن القضاء إلزام الحق بالحق من الحق والإكراه إجبار الباطل بالباطل من الباطل، فيكون هذه المناسبة على المضادة؟ لأن الباطل يضاد الحق، فيجوز حمل النقيض على النقيض، كما يحمل النظير على النظير، كذا في "الفاتح".

وهو أى الإكراه في اللغة عبارة عن حمل الإنسان على شيء يكره، يقال: أكرهت فلانًا، أى حملته على أمر يكرهه، وفي الشرع اسم لفعل يفعله الإنسان بغيره، فينفى به رضاه، أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته، وهذا إنما يتحقق إذا خاف المكره تحقيق ما توعد به، وذلك إنما يكون من القادر سواء كان سلطانًا أو غيره، كذا في "الجوهرة" وغيرها.

- (٢) إيقاع: ترسانيد بيدى.
- (٣) قوله: "سلطانًا كان أو لصّا" هذا عندهما؛ لأن كل متغلب قادر على الإيقاع، وعند الإمام لا إكراه إلا من السلطان، لأن القدرة لا تكون بلا منعة، والمنعة للسلطان، قالوا: هذا اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان، لأن زمان الإمام لم يكن فيه لغير السلطان من القدرة ما يتحقق منه الإكراه، وزمانهما كان فيه ذلك، فتحقق الإكراه من كل متغلب بفساد زمانهما، والفتوى على قولهما، كذا في "مجمع الأنهر".
  - (٤) ثم زال الإكراه، فهو بالخيار.
- (٥) قوله: "إن شاء أمضى . . . إلخ" لأن من شرط صحة هذه العقود التراضى ، قال الله تعالى : ﴿إلا أَن تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَرَاضٍ مَنكُم ﴾ والإكراه بهذه الأشياء يعدم الرضا ، فتفسد بخلاف ما إذا أكره بضرب سوط ، أو حبس يوم ، أو قيد يوم ؛ لأنه لا يبالى به بالنظر إلى العادة ، فلا يتحقق به الإكراه إلا إذا كان الرجل صاحب منصب يعلم أنه يستضر به لفوات الرضاء ، وكذلك الإقرار ؛ لأنه حجة مرجحة لجانب الصدق على الكذب ، فإذا أكره احتمل أنه كذب في إقراره دفعا لضرر الإكراه ، فلا يثبت ، كذا في "المعتبرات" .
  - (٦) قوله: "فقد أجاز البيع"لأن قبض الثمن دليل الإجازةكمافي البيع الموقوف إذاقبض الثمن كان إجازة .
    - (٧) الثمن لفساد العقد.
      - (٨) الثمن.
      - (٩) والبائع مكره.

يَضمَنَ المُكرِهِ (۱) إِن شَاءَ، وإِن أَكرِهَ عَلَى أَن يَأْكُلَ المَيتَةَ، أَو يَشرَبَ الْخَمرَ، فأكرِهَ عَلَى ذَلِكَ بِحَبسٍ، أُو بِضَرب، أَو قَيد لَم يَحِل لَه إِلا أَن يُكرَه بِمَا يَخَافُ مِنهُ عَلَى نَفسِه، أُو عَلَى عُضوٍ مِن أَعضَاءه، فإذَا خَافَ ذَلِكَ وَسِعَهُ أَن يُقْدمَ عَلَى مَا أَكرِهَ عَلَيه (۱)، ولا يَسعُه أَن يَصبِرَ عَلَى مَا تُوعدُ بِه، فإن صَبَرَ حَتّى أُوقَعُوا بِه (۱)، ولَم يَأْكُل فَهُو آثِم (۱).

وإذَا أكرِهَ عَلَى الكُفرِبِاللهُ تَعَالَى، أوبسَبّ النَبِى عَلَيه السَلامُ بِقَيد، أو حَبس، أو ضَربٍ لَم يَكُن ذَلِكَ إكرَاهًا (٥) حَتّى يُكرَه بأمرٍ يَخَافُ منهُ عَلَى نَفسه، أو عَلَى عُضومِن ضَربٍ لَم يَكُن ذَلِكَ إكرَاهًا (٥) حَتّى يُكرَه بأمرٍ يَخَافُ منهُ عَلَى نَفسه، أو عَلَى عُضومِن أعضاءه، فإذَا خَافَ عَلَى ذَلِكَ وَسعَهُ أَن يُظهِرَ مَا أَمَرُوهُ بِه (٢) ، ويُورّى (٧) ، فإذَا أظهَرَ ذَلكَ وقلبُه مُطمئن بالإيمان، فَلا إثمَ عَلَيه (٨) وإن صَبَر حَتّى قُتلَ، ولَم يُظهر الكُفرَ، كَانَ مَأجُورًا (٩) ، وإن

<sup>(</sup>١٠) للبائع.

<sup>(</sup>١١) بفتح الراء: البائع.

<sup>(</sup>۱) قوله: "أن يضمن المكره [بكسر الراء]" لأنه آلة، أي المكرّه بفتح الراء، آلة للمكره بكسر الراء فيما يرجع إلى الإتلاف، وإن لم يكن آلة في حق التكلم بلسانه، فصار كأنه دفع مال البائع إلى المشترى، فيضمن أيهما شاء كالغاصب وغاصب الغاصب؛ لأن المكره كالغاصب، والمشترى كغاصب الغاصب.

<sup>(</sup>٢) قوله: "وسعه أن يقدم على ما أكره عليه" وكذا الدم ولحم الخنزير؛ لأن هذه الأشياء إنما يباح في حال الضرورة، رهى لا تتحقق إلا بالإكراه الملجئ، وهو الخوف على نفسه، أو عضوه. (فاتح القدوري)

<sup>(</sup>٣) أي قتلوه أو أتلفو عضوه ولم يتناول.

<sup>(</sup>٤) قوله: "فهو آثم" لأنه لما أبيح كان بالامتناع معاونًا لغيره على إهلاك نفسه، وإهلاكه النفس، أو العضو بالامتناع عن المباح حرام فيأثم.

<sup>(</sup>٥) قوله: "لم يكن ذلك إكراهًا" لأن تحريم الكفر أكد من تحريم شرب الخمر، ألا ترى أن تحريم الكفر معلوم بالعقل والشرع، ولا يبيحه الضرورة، وإغا يبيح إظهاره مع التورية، فما لا يكون إكراهًا في شرب الخمر، فلأن لا يكون ههنا أولى، كذا قال العلامة الأقطع.

<sup>(</sup>٦) من إجراء كلمة الكفر.

 <sup>(</sup>٧) قوله: "ويورى" التورية أن يظهر خلاف ما يضمر، فجاز أن يكون المراد ههنا اطمئنان القلب، وجاز أن يكون الإتيان بلفظ يحتمل معنيين، كذا في "العناية".

<sup>(</sup>٨) قوله: "فلا إثم عليه" لحديث عمار بن ياسر حين ابتلى به وقد قال له النبى على الله وجدت قلبك فال الله النبى على الله وجدت قلبك فال الله الإيمان، فقال عليه السلام: فإن عادوا إلى الإكره فعد أى إلى طمأنينة القلب، كذا في الهداية ، وقصته كما رواه الحاكم في "المستدرك" في تفسير سورة النحل عن عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر، فلم يتركوه حتى سب النبي على وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه، فلما أتى رسول الله على قال: تركت حتى قلت فيك وذكرت آلهتهم بخير، قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنًا بالإيمان،

أُكرِهَ عَلَى إِتلافِ مَالِ مُسلِمٍ بأمرٍ يَخَافُ مِنهُ عَلَى نَفسِه، أَو عَلَى عُضوٍ مِن أعضَاءِه، وَسِعَه أن يَفعَلَ ذَلكَ (۱)، ولصَاحَب الْـمَال أَن يُضَمَّنَ الْـمُكرَه (۲) .

وإن أكره بِقتلِ عَلَى قَتلِ غَيره لَم يَسَعهُ أَن يُقدمَ عَلَيه ويَصبِر حَتّى يُقتَلَ ، فإن قَتلَهُ كَانَ اتْماً أَن ، والقِصاصُ عَلَى الذي أكرهَ هُ إن كَانَ القَتلُ عَمَداً أَن . وإن أكرهَ عَلَى طَلاق امرأته ، أو عِتقِ عَبده ، فَفَعَلَ وقعَ مَا أكره عَلَيه (٥) ، ويَرجعُ عَلَى الذي أكره هُ بقيمة العَبد (٦) ، ويرجعُ عَلَى الذي أكره هُ بقيمة العَبد (٦) ، ويرجعُ قال : فإن عادوا فعد -انتهى - وفيه نزل قوله تعالى : ﴿ إلا مَن أكره وَ قَلبُه مُطمئنَ بالإيْمان ﴾ الآية ، ولأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة ؛ لقيام التصديق ، وفي الامتناع فوت النفس حقيقة ، فيسعه الميل إليه ، (ج)

(٩) قوله: "كان مأجورًا" لأن خبيبا رضى الله عنه صبر على ذلك حتى صلب وسماه رسول الله على سيد الشهداء، وقال في مثله: هو رفيقي في الجنة، ولأن الحرمة باقية، والامتناع لإعزاز الدين عزية، بخلاف ما تقدم من أكل الميتة وشرب الخمر، فإن الحرمة هناك لم تكن باقية للاستثناء، يعنى قوله تعالى: ﴿إلا مَا اضطُررتُم الْيَهِ ﴾، وأول الآية: ﴿وَمَا لَكُم لا تَأْكُلُوا مِمَا ذُكرِ اسم الله عَلَيه وَقَد فَصَلَ لَكُم مَا حَرَمَ عَلَيكُم إلا مَا اضطُررتُم الْيه ﴾، وأول الآية: ﴿وَمَا لَكُم الله مَا اصْطُرتُ الله عَلَى الله عَلَى الله وَقَلَبُه مُطمئن بالإيمان ﴾ من تعد إيْمان ﴾ من ينبغي أن يكون مباحًا كأكل الميتة وشرب الخمر، قلنا: في الآية تقديم وتأخير، وقلبه مُطمئن بالإيمان، فالله وتسرح بالكفر صدرًا، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالله تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على لسانهم حالة الإكراه، وإنما دفع عنه العذاب والعقاب، واليس من ضرورة عدم الحرمة عدم الحرمة عدم الحرمة ؛ لأنه ليس من ضرورة عدم الحكم عدم العلة، كما في شهود الشهر في حق المسافر والمريض، فإن السبب موجود، والحكم متأخر، فجاز أن يكون الغضب منفيًا مع قيام العلة الموجبة للغضب، وهي الحرمة، فلم يثبت إباحة إجراء كلمة الكفر –فافهم – . (تكملة البحر وفتح المعين)

- (١) لأن مال الغير يستباح للضرورة، كما في المجاعة، وقد تحققت. (ج)
  - (٢) لأن المكره آلة له، فكان المكره فعل ذلك بنفسه. (ج)
    - (٣) لأن قتل المسلم حرام، لا يباح للضرورة. (ج)

(3) قوله: "والقصاص على الذى أكرهه إن كان القتل عمدًا" وهذا عندهما، وقال أبو يوسف: لا يجب عليهما القصاص، وعلى المكره الآمر الدية، ولا شيء على المكرة المأمور، وقال زفر: على المكرة المآمر الدية، ولا شيء على المكرة المأمور، وقال زفر: على المكرة لم يباشر القتل، القصاص؛ لأن الإكراه لا يبيح القتل، فحاله بعد الإكراه كحاله قبله، ولأبى يوسف أن المكرة لم يباشر القتل، وإنما هو سبب فيه، كحافر البئر وواضع الحجر، وإنما وجبت الدية في ماله؛ لأن هذا قتل عمد تحول مالا والعاقلة لا يتحمل العمد، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وإنما وجب القصاص على المكرة لأن فعل المكرة ينتقل إليه، ويصير كالآلة، فكأنه أخذ بيد المكرة، وفيها سيف فقتله به، وقيد بالعمد لأنه إذا كان خطأ تجب الدية على عاقلة المكرة، والكفارة على المكرة إجماعًا، وفي قتل العمد: لا يحرم المكرة الميراث. (الجوهرة)

- (٥) قوله: ``وقع ما أكره عليه ' لقوله عليه الصلاة والسلام: "جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والنكاح" أو كما قال رسول الله ﷺ.
- (٦) قوله: "ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد" سواء كان المكره موسرًا أو معسرًا، والولاء للمولى

مختصر القدوري بنصف مَهرِ الـمَرأةِ إن كَانَ قَبلَ الدُّخُولِ<sup>(۱)</sup>.

وإن أكرهَ عَلَى الزِّنا وجَبَ عَلَيه الحَدُّ عندَ أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلا أن يَكرَهَهُ السُلطَانُ (٢)، وقَالا رَحمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: لا يَلزَمُه الحَدُّ (٢).

وإذا أكره عَلَى الردة لَم تَبن امرَأتُه منه (١٠).

المعتق، ولا سعاية على العبد؛ لأن العتق وقع من جهة المولى، ولا حق لأحد في ملكه مع تمام الملك، وليس هذا كعبد الرهن إذا أعتقه الراهن، وهو معسر؛ لأن تعلق حق الغير بالملك هو الذي أوجب السعاية. (الجوهرة النيّرة)

(١) قوله: "إن كان قبل الدخول" هذا إذا كان المهر مسمى، فإن لم يكن مسمى، رجع على المكره بما يلزمه من المتعة، وإنما وجب له الرجوع بذلك على المكره لأنه قرر عليه ضمانًا كان بجواز أن يتخلص منه، إذ المهر قبل الدخول على شرف السقوط، ألا ترى أن الفرقة لو كانت بسبب من جهة المرأة بأن ارتدت قبل الدخول، أو قبّلت ابن زوجها، فإنه يسقط عنه المهر والمتعة، وإنما تأكد عليه ذلك بالطلاق، فكان إتلافًا للمال من هذا الوجه، فيضاف إلى المكره، لأنه قرره عليه، فكأنه أخذه من ماله، فأتلفه عليه، وأما إذا كان الزوج قد دخل بها فلها المهر على الزوج كاملا، ولا ضمان على المكره؛ لأن المهر تقرر في ذمته بالدخول لا بالطلاق، فلا يرجع عليه. (الجوهرة النيرة)

(٢) قوله: "وجب عليه الحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يكرهه السلطان" لأن الإكراه لا يتصور في الزنا؛ لأن الوطء لا يمكن إلا بالانتشار، وهو لا بكون مع الخوف، وإنما يكون مع اللذة وسكون النفس والاختيار، فكأنه زنا باختياره، وليس كذلك المرأة إذا أكرهت علَّى الزنا، فإنها لا تحد؛ لآنه ليس منها إلا التمكين، وذلك يحصل مع الإكراه. وأما إذا أكرهه السلطان ففيه روايتان: إحداهما: يجب به الحد، وبه قال زفر، والوجه فيه ما ذكرنا، والثانية: لا حد عليه، ويعزر ويجب عليه المهر؛ لأن السلطان لا يمكن مغالبته، ولا التظلم منه إلى غيره، وفي "البزدوي الكبير": إذا أكرهه السلطان على الزناء لايسعه الإقدام عليه؛ لأن فيه فساد الفراش ضياع النسل، وذلك بمنزلة القضاء. (الجوهرة النيّرة)

(٣) قوله: "لا يلزمه الحد" ويعزر، سواء أكرهه السلطان أو غيره؛ لأن الانتشار مع طبع الإنسان، فيحصل بغير اختياره، ثم يكره على المواقعة، فيصح الإكراه، ويسقط الحد ويجب المهر؛ لأن الوطء في ملك الغير لا يخلو من حد أو مهر، فإذا سقط الحد وجب المهر، ولا يرجع به على الذي أكرهه. (الجوهرة النيّرة)

(٤) قوله: "لم تبن امرأته منه" أي لو أكره على الردة فأجرى كلمة الكفر على لسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان، لم تبن امرأته منه، لأنه لم يكفر به؛ لأن الكفر يتعلق بتبدل الاعتقاد، ولم يتبدل اعتقاده حيث كان قلبه مطمئنا بالإيان حتى لو ادعت المرأة ذلك، وأنكر كان القول قوله استحسانًا، والقياس أن يكون القول قولها حتى يفرق بينهما؛ لأن كلمة الكفر سبب لحصول البينونة بها، فيستوى الطائع والمكره كلفظ الطلاق، ووجه الاستحسان أن هذا اللفظ غير موضوع للفرقة، وإنما يقع الفرقة باعتبار تغير الاعتقاد، والإكراه دليل على عدمه، فلاتقع الفرقة، ولهذا لا يحكم عليه بالكفر، بخلاف ما إذا أسلم مكرهًا حيث يحكم عليه بالإسلام؛ لأنه وجد منه أحد الركنين، والركن الآخر محتمل، فرجحنا جانب الوجود احتياطًا؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. (تكملة البحر الرائق)

### كتَابُ السيَر (١)

الجِهَادُ (۱) فَرضٌ عَلَى الكِفَايَة (۱) إِذَا قَامَ بِه فَرِيقٌ مِن النَاسِ، سَقَطَ عَن البَاقِينَ، وإِن لَـم يَقُـم بِـه أَحَـدُ ، أَثِمَ جَمِيعُ النَـاسِ بتَـركِـه، وقتَـالُ الكُفِّـارِ (۱) وَاجِبٌ وإِن لَـم يَقُـم بِـه أَحَـدُ ، أَثِمَ جَمِيعُ النَـاسِ بتَـركِـه، وقتَـالُ الكُفِّـارِ (۱) وَاجِبٌ وإِن لَـم يَبدَ وُونَا (۱) ولا يَجب الجِهَادُ عَلَى صَبِى (۱) ولا عَبد ولا امرأة (۱) ولا أعمَى ولا مُقعَد ولا يَعب المُسلِمينَ الدَفعُ (۱) تَحرُجُ المَرأةُ اقطعَ (۸) فإن هَجَمَ (۱) العَدُونُ عَلَى بَلَدِ، وَجَبَ عَلى جَمِيعِ المُسلِمينَ الدَفعُ (۱) تَحرُجُ المَرأةُ

(۱) قوله: "كتاب السير" المناسبة بين هذا الكتاب وبين ما سبق أن تحمل المشقة كما يكون في الإكراه كذلك في الجهاد، والسير جمع سيرة بكسر الفاء من السير، فتكون لبيان هيئة السير وحالته إلا أنها غلبت في الشريعة على طريقة المسلمين في المعاملة مع الكافرين والباغين وغيرهما، وسمى هذا الكتاب بذلك لأنه يجمع سيرة النبي على وطريقته في مغازيه وسير الصحابة وما نقل عنهم في ذلك؛ لأنها تستلزم السير وقطع المسافة. (من "العينى" و"الفتح" وغيرهما)

(٢) قوله: "الجهاد" هو في اللغة بذل ما في الوسع من القول والفعل، وفي الشريعة قتل الكفار ونحوه من ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم وكسر أصنامهم، والمراد الاجتهاد في تقوية الدين بنحو قتال الحربيين والمرتدين والمرتدين الذين هم أخبث الكفار للإنكار بعد الإقرار والباغين، فاللام للعهد على ما هو الأصل، كما في "القهستاني".

(٣) قوله: "فرض على الكفاية" يعنى يفرض علينا أن نبدأهم بالقتال بعد بلوغ الدعوة، وإن لم يقاتلونا فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين، وعلى الرعبة إعانته إلا إذا أخذ الخراج، فإن أخذ فلم يبعث كان كل الإثم عليه، وبين معنى كونه على الكفاية بقوله: إذا قام أى انتصب به، أى بالجهاد فريق من الناس المسلمين سقط عن الباقين، أى باقى المسلمين إذا كان بذلك الفريق كفاية، وإلا فرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية، فإن لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس، فحينتذ صار فرض عين كالصلاة، أما الفرضية فلقوله تعالى: ﴿فَاقتُلُوا المُشْرِكِينَ ﴾ ولقوله عليه السلام: "الجهاد ماض إلى يوم القيامة»، أراد به فرضاً باقياً، وهو على الكفاية ؟ لأنه ما فرض لعينه، إذ هو إفساد في نفسه.

وإنما فرض لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه، ودفع الشر عن العباد، فإذا حصل المقصود بالبعض، سقط عن الباقين، كصلاة الجنازة ورد السلام، وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه؛ لأن الوجوب على الكل؛ ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح، فيجب على الكفاية إلا أن يكون النفير عامًا، فحيننذ يصير من فروض الأعيان؛ لقوله تعالى: ﴿ إنفِرُوا خِفَافًا وَتِقَالا ﴾ الآية، كما في أكثر المعتبرات.

- (٤) أى الذين امتنعوا عن الإسلام والجزية. (الفاتح)
- (٥) لقوله تعالى: ﴿فَاقتُلُوا المُشرِكِينَ حَيثُ وَجَدتُمُوهُم ﴾.
  - (٦) لأنه غير مكلّف.
- (٧) قوله: "ولا عبد ولا امرأة" لأنهما مشغولان في حق المولى والزوج، وحقهما مقدم على الكفاية، كما في أكثر المعتبرات.
- (٨) قوله: "ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع" للحرج بعجزهم، وكذا لا يجب على المديون بغير إذن

بغَيرِ إذن زَوجهَا، والعَبدُ بغَيرِ إذن المَولَى (۱) ، وإذَا دَخَلَ المُسلِمونَ دَارَ الحَربِ، فحَاصَرُوا مَدينَةً، أو حِصنًا (۲) دَعَوهُم إلَى الإسلام (۳) ، فإن أجَابُوهُم كُفّوا عَن قِتَالِهِم (۱) ، وإن امتَنعُوا دَعَوهُم إلَى أَدَاءِ الجزيَة (٥) ، فإن بَذَلُوها (١) ، فلَهُم ما للمُسلمينَ، وعَلَيهم ما عَلَيهم (٧)

غريمه، ولا على عالم ليس في البلدة أفقه منه، كذا في "مجمع الأنهر".

 (٩) قوله: "فإن هجم" قال في "المغرب": الهجوم الإتيان بغتة والدخول من غير استئذان من باب طلب، يقال هجم عليه حمل العدو، سواء كان كافرًا أو باغيًا، كذا في حاشية الطحطاوي.

(١٠) قوله: "وجب" لأن المقصود لا يحصل إلا بإقامة الكل فيجب على الكل وحق الزوج والمولى لا يظهر في حق فروض الأعيان، كالصلاة والصيام بخلاف ما قبل النفير؛ لأن بغيرهم كفاية، فلا ضرورة إلى إبطال، كذا في "تبيين الحقائق". وفي حاشية الطحطاوى قال في شرح الملتقى: إن قدر من يقربهم على دفعهم فالجهاد فرض عين عنى حقهم، ومن بعد منهم ففرض كفاية في حقهم، إلا إذا عجز الأقربون أو تكاسلوا، فإنه يصير فرض عين في حقهم أيضًا ثم وثم إلى أن يفترض على أهل المشرق والغرب جميعًا، ومن أقام بلاعذر أثم، ولا إثم بلا علم، فإن الإنسان لم يخاطب بلا علم -انتهى - ولا بدأن يشترط الاستطاعة أيضًا؛ لأن المريض المدنف ليس عليه أن يخرج، أما من يقدر على الخروج دون الدفع ينبغى أن يخرج لتكثير السواد، كما هو مصرّح في "الدر المختار".

- (١) لأنه صار فرض عين، وملك اليمين ورقّ النكاح لا تأثير له في خق فروض الأعيان، كما في الصلاة والصوم. (ج)
- (۲) قوله: "أو حصنًا" بكسر الحاء، كل مكان محمى محرز لا يتوصل إلى ما في جوفه، والمدينة أكبر منه، كذا في "العناية".
- (٣) قوله: "دعوهم إلى الإسلام" لما روى عن ابن عباس أن النبي رضي ما قاتل قومًا حتى دعاهم إلى الإسلام، كذا في "الهداية".
- (٤) قوله: "كفوا عن قتالهم" لحصول المقصود، وقد قال ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث، كذا في "الهداية"، ومعنى كفوا عن قتالهم أي امتنعوا عن قتالهم، أو منعوا أنفسهم عنه، فالكف لازم ومتعدّ، كذا في "العناية".
- (٥) قوله: "دعاهم إلى أداء الجزية" به أمر رسول الله ﷺ أمراء الجيوش، ولأنه أحد ما ينتهى به القتال على ما نطق به النص، وهو قوله تعالى ﴿قَاتِلُوا الدّينَ لا يُؤمنُونَ بِالله ﴾ إلى أن قال: ﴿حَتّى يُعطُوا الْجِزِية ﴾ وهذا أى الدعاء إلى أداء الجزية إنما هو في حق من يقبل منه الجزية، ومن لا يقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لا فائدة في دعاءهم إلى قبول الجزية ؛ لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، قال الله تعالى: ﴿تُقَاتِلُوهُم أُو يُسلِمُونَ ﴾ . (الجوهرة وغيرها)
- (٦) قوله: "فإن بذلوها" أى قبلو الجزية فلهم ما للمسلمين من عصمة الدماء والأموال وعليهم ما عليهم ما على المسلمين من التعرض، أى إنا كنا نتعرض لدماءهم وأموالهم قبل قبول الجزية، فبعد ما قبلوها إذا تعرضنا لهم أو تعرضوا لنا يجب لهم علينا ما يجب لبعضنا على بعض عند التعريض، يؤيده استدلالهم عليه بقول على رضى الله عنه: إنما بذلوا الجزية ليكون دماءهم كدماءنا، وأموالهم كأموالنا، كذا في "مجمع الأنه".

ولا يَجُوزُ أَن يُقَاتِلَ مَن لَم تَبْلُغُهُ دَعَوَةُ الإسلام ("إلا بَعدَ أَن يَدعُوهُم (")، ويَستَحِب أَن يَدعُو مَن بَلَغَتهُ الدَعوَةُ إِلَى الإسلام (")، ولا يَجبُ ذَلِكَ، فإن أَبوا استَعَانُوا بالله تَعَالَى عَلَيهِم وحَارَبُوهُم (")، ونَصَبُوا عَلَيهِم المَجَانِيقَ (")، وحَرَّقُوهُم (") وأرسَلُوا عَلَيهِم المَاءَ (")، وقَطعُوا أشجَارَهُم (")، وأفسَدُوا (") زُرُوعَهُم، ولا بَأْسَ برَميهم (")، وإن كَانَ فِيهِم مُسلِمٌ أُسِيرٌ

- (٢) قوله: "إلا بعد أن يدعوهم" قال في "الينابيع"، إنما لا يجوز أن يقاتل من لم تبلغ الدعوة في ابتداء الإسلام، أما في زماننا فلا حاجة إلى الدعوة؛ لأن الإسلام قد فاض واشتهر، فما من زمان أو مكان إلا وقد بلغه بعث النبي على ودعاءه إلى الإسلام، فيكون الإمام مخيرًا بين البعث إليهم وتركه، ولمه أن يقاتلهم جهرًا وخفيةً. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة إلى الإسلام" مبالغًا في الإنذار، ولا يجب ذلك؛ لأنه صح أن النبي ﷺ أغار على بنى المصطلق وهم غارون، وعهد إلى أسامة رضى الله عنه أن يغير على أبنى صباحًا ثم يحرق، والغارة لا يكون بدعوة، وفي المحيط تقديم الدعوة إلى الإسلام كان في ابتداء الإسلام، وأما بعد ما انتشر يحل القتال معهم قبل الدعوة، ويقوم ظهور الدعوة وشيوعها مقام دعوة كل مشرك، وهذا صريح ظاهر، كما في "التبين".
- (٤) قوله: "استعانوا بالله [لأنه هو الناصر لأولياءه المدمّر لأعداءه. (ج)] وحاربوهم" لقوله عليه السلام في حديث سليمان بن جريدة: فإن أبوا أي شهادة أن لا إله إلا الله فادعهم إلى إعطاء الجزية، إلى أن قال: فإن أبوها فاستعن بالله وقاتلهم، ولأن الجهاد أمر شاق فلابد من الاستعانة من الله تعالى، كما أن الحج أمر شاق، فلا بد من الاستعانة من الله فيستعين، لقوله: اللهم إنى أريد الحج والعمرة فيسرهما لى، وتقبلهما منى، ولأنه تعالى هو الناصر لأولياءه، والمدمر (أي المهلك) على أعداءه، فيستعان به في كل الأمور. (الجوهرة والفاتح وغيرهما)
- (٥) قوله: "ونصبوا عليهم المجانيق" لأنه عليه السلام نصبها على الطائف، والمجانيق جمع منجنيق، وهي آلة ترمى بها الأحجار، أي فقيمها على حصونهم وأسوار مداننهم. (العيني وغيره)
- (٦) قوله: "وحرقوهم بالنار [لأنه عليه السلام أحرق البويرة، كذا في "الهداية"]" أراد حرق دورهم وأمتعتهم ونحو ذلك، كذا في "مجمع الأنهر".
  - (٧) قوله: "وأرسلوا عليهم الماء" أي على دورهم وبساتينهم وأنفسهم أيضًا، كما هو مصرح في كتبنا.
    - (٨) ولو مثمرة.

<sup>(</sup>٧) من المضارّ دون العبادات. (ظ وع)

<sup>(</sup>۱) قوله: "ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن يدعوهم" لقوله عليه السلام في وصية أمراء الأجناد: "فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لأنهم بالمدعوة يعلمون أنا نقاتلهم على الدين، لا على سلب الأموال، وسبى الذرارى، فلعلهم يجيبون، فنكفى مؤنة القتال، ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنهى، ولا غرامة لعدم العاصم، وهو الدين، أو الإحراز بالدار، فصار كقتل النسوان والصبيان، فإنه لا قصاص فيه ولا دية، كما في "الهداية".

وتَاجِرٌ (()، وإن تَتَرَسَوا بصبيان السمسلمين (())، أو بِالأسارى لَم يَكُفّوا عَن رَميهِم (()) ويَقصُدُون بالرَمي الكُفّارَ دُونَ السمسلمين (()، ولا بأس بإخراج النساء والسمَصاحف مَعَ السمُسلمين إذَا كَانُوا عَسكَراً عَظِيماً يُؤمَن عَليه (()، ويُكرَهُ إخراج أَذِكَ فِي سَرِيّة لا يُؤمَن عَليه (()، ويُكرَهُ إخراج أَذِكَ فِي سَرِيّة لا يُؤمَن عَليه السمُسلمين إذَا كَانُوا عَسكَرا أَوْلا بإذِن زَوجها، ولا العَبد إلا بإذِن سَيّده إلا أن يَهجُم العَد وُلا العَد وُلا باذِن سَيّده إلا أن يَهجُم العَد وُلا العَد وُلا يَعْدُوا امر أَةً (()) العَد وُلا يَعْدُوا امر أَةً (())، ولا يَعْدُوا المرَأة (())، ولا يَعْدُوا المرَأة (())، ولا يَعْدُوا المرَأة (())، ولا يَعْدُوا المرائة (())، ولا يَعْدُوا المرائة (())، ولا يَعْدُوا المرائة (())، ولا يَعْدُوا اللهَ اللهُ ال

(۱۰) بالسهام.

- (۲) أي سير سازند كفار با صبيان مسلمين
  - (٣) لأن في الرمى دفع الضرر العامّ.
- (٤) قوله: "دون المسلمين [الذين اتخذوهم أتراسًا]" لأن المسلم لا يجوز اعتماد قتله، فإن أصابوا أحدًا من الصبيان، أو الأسارى، فلا ضمان عليهم من دية أو كفارة؛ لأن الجهاد فرض، والغرامات لا تقرن بالفروض، كما في "المعتبرات".
- (٥) قوله: "ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كانوا عسكراً عظيمًا يؤمن عليه أى العسكر؛ لأن الغالب فيه السلامة إلا أن إخراج المرأة الشابة مكروه خوفا من الفتن، وقد فرق الإمام رحمه الله تعالى بينهما بأن أقل الجيش أربعمائة، وأقل السرية مائتان، وقال الحسن بن زياد: أقله أربعة آلاف وأقلها أربعمائة، كما في الخانية.
- (٦) قوله: "ويكره إخراج ذلك في سرية . . . إلخ " لخوف الافتضاح والاستخفاف إن غلبوا، ولا يبعد أن يراد به ذو الصحف، فيشمل كتب التفسير والحديث والفقه، فإنها بمنزلة المصحف، كما في أكثر الكتب، وقال الطحاوى: إنه كان في بدء الإسلام ثم انتسخ ذلك، والأول أصح وأحوط، كذا في "مجمع الأنهر".
  - (٧) لأنه حينئذ يصير فرض عين كالصلاة والصوم، وقد مرّ من قبل. (ج)
- (٨) قوله: "وينبغى للمسلمين. . . إلخ" لقوله عليه السلام: «لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا»، والغُلول بالضم السرقة من المغنم، والغدر الخيانة، ونقض العهد، والمثلة -بضم الميم وسكون المثلثة قطع بعض الأعضاء، أو تسويد الوجه، كذا ذكره في "الفتح".

فإن قلت: هذا الحديث يدل على تحريم المثلة وحديث العرنيين يدل على إباحتها.

قلت: المثلة المروية في قصة العرنيين منسوخة بالنهي المتأخر، روى الشيخان بعد رواية حديث العرنيين قال قتادة: بلغنا أن النبي ﷺ كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهي عن المثلة، وروى البيهقي عن أنس: ما خطبنا

<sup>(</sup>٩) قوله: "وأفسدوا زروعهم" ولو عند الحصاد؛ لأن في جميع ذلك سببًا لغيظهم وكسر شوكتهم وتفريق شملهم، فيكون مشروعًا، وفي الفتح" هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك، فإن كان الصّ أنهم معلوبون وأن الفتح لن كره؛ لأنه إفساد في غير محل الحاجة، وما أبيح إلا لها، كذا في المجمع .

<sup>(</sup>١) قوله: "ولا بأس برميهم، وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر لأن في الرمى دفع الضرر العام بالذب، أى الدفع عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص، ولأنه قلما يخلو حصن عن مسلم، فلو امتنع باعتباره لانسد باب الجهاد، كذا في "الهداية".

ولا صبياً، ولا شيخاً فَانِيًا (١) ولا أعمَى، ولا مُقعَدًا (١) إلا أن يَكُونَ أَحَدٌ هَوُلاء (٦) مِمَّن يَكُونُ لَه رَأَى فِي الحَرب، أو تَكُونَ الـمَرأةُ مَلِكَة (١) ولا يَقتُلُوا مَجنُونًا (١) وإن رَأى الإمَامُ أن يُصالِحَ أهلَ الحَرب، أو فَرِيقًا مِنهُم، وكَانَ فِي ذَلِكَ مَصلَحَةً للمُسلِمِينَ، فلا بَأْسَ بِه (١) فإن صَالَحَهُم مُسدةً، ثُمَّ رَأَى أن نَقض الصُلح أنفَعُ، نَبَذَ إلَيهم وقَاتَلَهُ م (٧) فإن بَدَ قُوا بِحِيانَة،

- (٩) لأنه عليه السلام نهي قتل النساء والصبيان، رواه البخاري.
- (١) لقوله عليه السلام: «لا تقتلوا شيخًا فانيًا»، رواه أبو داود.
  - (٢) لعدم تحقق الحرب منهم.
- (٣) قوله: "إلا أن يكون. . . إلخ" لأن في قتله كسر شوكتهم وإزالة ضررهم عن المسلمين، وقد صحّ أن رسول الله يخلط قتل دريد بن عصمة وكان ابن مائة وستين سنة، لأنه كان صاحب الرأي، كذا في "رمز الحقائق".
  - (٤) لتعدى ضررها إلى العباد.
- (٥) قوله: "ولا يقتلوا مجنونًا" لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعا لشره، إلا أن الصبي والمجنون لا يقتلان إلا ما داما يقاتلان. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "فلا بأس به " لأن الموادعة جهاد إذا كانت خيراً للمسلمين؛ لأن المقصود هو دفع الشر حاصل به، وقد وادع النبي على أهل مكة عام الحديبية، أما إذا لم يكن للمسلمين في ذلك مصلحة بأن يكونوا أقوى من الكفار، فلا بجوز مصالحتهم وموادعتهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلا تَهْنُوا وَتَدعُوا إلى السَلْم وَأَنتُم الأعلونَ وَاللهُ مَعكُم ﴾ أي لا تضعفوا عن قتال الكفار، وتدعوهم إلى الصلح وأنتم الأعلون بما وعدكم الله النصر في الدنيا، والكرامة في الآخرة، وقيل: معناه وأنتم الغالبون والله معكم بالعون والنصر، ولا بأس أن يطلب المسلمون موادعة المشركين إذا خافوا على أنفسهم منه؛ لأن النبي بين كان يعطى المؤلفة مالا لدفع ضررهم عن المسلمين. (الجوهرة)

رسول الله ﷺ بعد ذلك خطبة إلا نهى فيها عن المثلة ، وهكذا روايات أخر تدل على نسخها -فتدبر - .

قَاتَكَهُم (')، ولَم يَنْبِذ إلَيهِم إذَا كَانَ ذَلِكَ بِاتَّفَاقِهِم (')، وإذَا خَرَجَ عَبِيدُهُم إلَى عَسكر المُسلمينَ، فَهُم أُحرَارٌ ('')، ولا بَأْسَ أَن يَعلفَ العَسكر في دَارِ الحَرب، ويَأْكُلُوا مَا وَجَدُوهُ مِن الطَعَام، ويَستَعملُوا الحَطَب، ويَد هِنُوا (') بِالْدُهنِ، ويُقَاتِلُوا بَمَا يَجِدُونَه مِن السِلاحِ (''كُل ذَلكَ (') بغير قسمَة (')، ولا يَجُوزُ ((^) أَن يَبِيعُوا من ذَلكَ شَيئًا، ولا يَتَمَوّلُونَه.

ومَن أُسلَمَ مِنهُم (1) أحرزَ بإسلامه نَفسَه وأولادَه الصغَارُ (1) وكُل مَال هُوَ في يَده (11) أو وديعة في يَد مُسهلم أو ذمّى (11) فإن ظَهَر نَا عَلَى الدَّار (11) فَعَقَارُه فَي عُ (11) وزُوجَتُه فَي عُ اللهُ ورَسُولِه في عُ اللهُ اللهُ ورَسُولِه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورَسُولِه اللهُ اللهُ اللهُ ورَسُولِه اللهُ اللهُ اللهُ ورَسُولِه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورَسُولِه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورَسُولِه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورَسُولِه اللهُ اللهُ اللهُ ورَسُولِه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورسُولِه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورسُولِه اللهُ اللهُ

- (١) لأنهم حينئذ يصيرون ناقضي العهد.
- (٢) أي باتفاق العسكر، أو بعلم الرئيس. (الفاتح)
- (٣) قوله: "فهم أحرار" لقوله عليه الصلاة والسلام في عبيد الطائف هم عتقاء الله، أو كمد قال رسول الله يخير و لله يخير عليه المسلم الله يخير على الله يخير على الله يخير على الله يخير على الله الله يخرجوا البنا، وظهرنا على دارهم كانوا أحرار، ولا يثبت الولاء عليهم من أحد؛ لأن هذا عتق حكمي، الجوهرة وفاتح.
- (٤) قوله: 'ويدهنوا" المراد بالدهن المأكول كالزيت؛ لأنه لما صار مأكولا كان صرفه إلى بدنه كصرفه إلى أ أكله، وإذا لم يكن مأكولا لا ينتفع به، بل يرده إلى بيت المال، كذا ذكره القدوري في شرحه، كذا في "البناية".
  - (٥) وكل ذلك بالاحتياج، وبلا احتياج لا يجوز.
- (٦) قوله: "كل ذلك" أي كل ما قلنا: من علف الدواب وأكل طعام الغنيمة واستعمال الحطب والادهان والقتال بسلاح الغنيمة، كذا في "البناية".
  - (٧) وفي نسخة: قبل القسمة.
- (٨) قوله: "ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئًا" لانعدام الملك قبل الإحراز، ولايتمولونه، أي لا يتخذون الغنيمة مالا بنفسه، وفي "العناية": لا يجوز أن يبيعوا بالذهب والفضة ولا يتمولونه، أي يبيعونه بالعروض.
  - (٩) أي الكفار.
  - (١٠) لأنهم مسلمون بإسلامه تبعًا، ويكونون أحرارًا. (ج)
  - (١١) قوله: "وكل مال في يده" لقوله ﷺ: «من أسلم على مال فهو له»، كذا في "الهداية" و"الجوهرة".
- (١٢) قوله: "أو وديعة في يدمسلم أو ذمى" لأن ما في يدالمسلم والذمى، فهو محرز؛ لأن لهما يدًا صحيحة محترمة، فهي كما لو كانت في يده، إذ يدمودعة يدله، وأما ما كان في يدحربي، فهو في ع؛ لأن الحربي ليس له يد صحيحة، كذا في "الجوهرة النيرة".
  - (۱۳) أي دار الحرب.
- (١٤) قوله: "فعقاره فيء" عندنا، وقال الشافعي: هو له؛ لأنه في يده كالمنقول، ولنا أن العقار ليس في يده حقيقة؛ لأن الدار في يد أهل الدار وسلطانها، وفيه خلاف محمد وأبي يوسف في قوله الأول، قال بعضهم:

وحَملُهَا فَيءٌ، وأولادُهُ الكِبَارُ فَيءٌ، ولا يَنبَغِي أَن يُبَاعَ السِلاحُ مِن أهل الحَرب (١١)، ولا يُجَهِّ زُ إِلَيهِ مِ "، ولا يُفَادى " بالأسارَى عندَ أبى حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى .

وقَالا رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: يُفَادِي بهم أَسَارَى المُسلمينَ (١)، ولا يَجُوزُ المَنَّ عَلَيهم (٥)، وإذَا فَتَحَ الإِمَامُ بَلدَةً عَنوَةً (٢)، فهُوَ بالخيَار، إن شَاءَ قَسَّمَهَا بَينَ الغَانمينَ (٧)، وإن شاءَ أقرّ أهلَهَا عَلَيهَا، ووَضَعَ عَلَيهم الجزيّة (^)، وعَلَى أرَاضيهم الخَرَاجَ، وهُوَ في الأسَارَى بالخيّار (٩) إن شَاءَ قَتَلَهُم، وإن شَاءَ استَرَقَّهُم، وإن شَاءَ تَركَهُم أحرَارًا ذمَّةً للمُسلمين (''')، ولا يَجُوزُ أن يَرُدَّهُم

- (١) قوله: "ولا ينبغي . . . إلخ" لأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين ، فيمنع من ذلك .
- (٢) قوله: "ولا يجهّز إليهم" أي لا يحمل التجار إليهم، أي المتاع، وهو السلاح وغيره.
- (٣) قوله: "ولا يفادي" المفاداة بين اثنين، يقال: فاداه إذا أطلقه، وأخذ منه فدية، ومنه قوله: "ولا يفادي"، أي لا يعطي الأساري الكفار، ويؤخذ منهم أساري المسلمين، كذا في "العناية".
- (٤) قوله: "وقالا رحمهما الله تعالى: يفادي بهم أساري المسلمين" لأن في ذلك تخليص المسلم من يد الكافر، وذلك أولى من قتل الكافر أو الانتفاع به بالاسترقاق، وله أنَّ المفاداة إعانة لأعداء الدين وتقوية لهم بعودهم حربًا علينا، ودفع شر الحرب أولى من آستنقاذ الأسير المسلم. (من "العيني" و"الفتح")
- (٥) قوله: "ولا يجوز المنّ عليهم" أي الإنعام بأن يتركهم مجانًا من غير استرقاق، ولا ذمة، ولا قتل، خلافًا للشافعي، فإنه يقول: منّ رسول الله ﷺ على بعض الأساري يوم بدر، وهو أبو العاص زوج زينب بنت رسول الله ﷺ، كما أخرجه البخاري، ولنا قوله تعالى: ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَدتَّمُوهُم ﴾ وهو متأخر نزولا؛ لأن سورة براءة آخر ما نزلت، وقد تضمنت وجوب القتل على كل حال، فكان ناسخًا لما تقدم، كذا في
  - (٦) أي قهراً.
  - (٧) كما فعل النبي ﷺ بخيبر . (ج)
  - (٨) كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة الصحابة. (ج)

هذا قول الإمام، وقول أبي يوسف الآخر.

وفي قول محمد وأبي يوسف الأول: العقار لغيره من الأموال، قوله وزوجته فيء، لأنها كافرة حربية لاتتبعه، وحملها فيء؛ لأنها جزءها، فيسترق برقها، خلافًا للشافعي، وأولاده الكبار فيء لأنهم كفار حربيون، ولا تبعية بينهم لأنهم على حكم أنفسهم، كذا في "الجوهرة" وغيرها.

<sup>(</sup>٩) قوله: "وهو في الأساري بالخيار" إن شاء قتلهم إلا أن يسلموا؛ لأن في قتلهم حسم مادة الفساد إذا رأي الإمام ذلك، لما يخاف من غدرهم بالمسلمين، وإن شاء استرقهم، سواء أسلموا أو لم يسلموا إذا كانوا ممن يجوز استرقاقهم، بأن لم يكونوا من العرب، وإن شاء تركهم أحرارًا ذمة للمسلمين إلا مشركي العرب والمرتدين، فإنه لا يتركهم إنما لهم الإسلام، أو السيف، لما بينا من قبل. (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>١٠) لفعل عمر رضي الله عنه.

إلى دَارِ الخَرِبِ (۱) وإذَا أَرَادَ الإِمَامُ الْعَودَ إِلَى دَارِ الْإِسلامِ وَمَعَهُ مَوَاشٍ ، فَلَم يَقدر عَلَى نَقلِهَا إِلَى دَارِ الْإِسلامِ وَمَعَهُ مَوَاشٍ ، فَلَم يَقدر عَلَى نَقلِهَا إِلَى دَارِ الْإِسلامِ ذَبِحَهَا وحَرَّقَهَا (۱) ولا يَعقِرُهَا ولا يَترُكُهَا (۱) ولا يُقسَّمُ غَنيمَةً في دَارِ الْإِسلامِ ، والرَدْءُ (٥) والسمُقَاتِلُ في العَسكرِ سَوَاءُ (١) ، وإذَا الحَربِ أَلَى دَارِ الْإِسلامِ شَارَكُوهُم (١) فيها (١) ولاحَقَّهُم المَدَدُ فِي دَارِ الْحَربِ قَبلَ أَن يُحرِجُوا الغَنيمَةَ إِلَى دَارِ الْإِسلامِ شَارَكُوهُم (١) فيها (١) ولاحَقَّ لأهلِ سُوقِ العَسكرِ في الغَنيمَة (١) إلا أن يُقاتِلُوا (١) ، وإذَا أمّنَ رَجُلٌ حُرّ ، أو امرَأةٌ حُرّةٌ

- (٦) في استحقاق الغنيمة لتحقيق المشاركة في السبب، وهو المجاوزة عندنا.
  - (٧) لأجل المعاونة .
  - (٨) أي في الغنيمة.
  - (٩) لأنهم لم يذهبوا مع العسكر للقتال، بل للبيع والشراء.

<sup>(</sup>١) قوله: "ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب" لأن في ذلك تقوية لهم على المسلمين، فإن أسلموا لايقتلهم، وله أن يسترقهم توفيراً للمنفعة بعد انعقاد السبب، وهو الأخذ بخلاف إسلامهم قبل الأخذ؛ لأنه لم ينعقد السبب. (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>٢)قوله: ذبحها وحرقها "لأن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح، ولا غرض أصح من كسر شوكة أعداء الله، وأما تحريقه بعد الذبح فلقطع منفعة الكفار بلحومها وجلودها، ولا يجوز تحريقها قبل الذبح، لما فيه من تعذيب الحيوان؛ لأن النبي عَيَيْ قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. (الجوهرة النيرة وغيرها)

<sup>(</sup>٣) قوله: "ولا يعقرها ولا يتركها" معناه لا يعقرها، ويتركها معقودة، ولا يتركها ابتداء بدون العقر، فهاتان مسألتان لا مسألة واحدة، فقوله: ولا يعقرها احترازًا عن قول مالك، فإن عنده يعقرها، وقوله: ولا يتركها احترازًا عن قول الشافعي، فإن عنده يتركها من غير عقر ولا ذبح. (الجوهرة)

<sup>(3)</sup> قوله: "ولا يقسم غنيمة في دار الحرب... إلى "على المشهور من مذهب أصحابنا؛ لأنهم لا يملكونها قبل الإحراز، وقيل: تكره تحريها، والحاصل أن القاسم إن كان هو الإمام، أو كانت القسمة عن اجتهاد، فالخلاف في الكراهة، وإلا ففي النفاذ بناء على الملك بالاستيلاء أو الإحراز، كما في "القهستاني" عن الكرماني، أي للإحراز بيدارنا. قلت: والذي قرره في المنح وغيره أن قسمة الإمام ثمه، إنما تصح إذا قسم عن الجتهاد، أو لحاجة الغزاة، وإلا فلا تصح عندنا، وأنه لا ملك بعد الإحراز بدارنا أيضاً إلا بالقسمة، فلا يثبت بالإحراز ملك لأحد، بل يتأكد الحق، ولهذا لو أعتق واحد من الغانمين عبداً بعد إحراز لا يعتق، ولو كان له ملك، ولو بشركة لعتق، وحكم استيلاد الجارية بعد الإحراز قبل القسمة وبعدها سواء، نعم لو قسمت الغنيمة على الرايات أو العرافة، فوقعت جارية بين أهل راية صح استيلاد أحدهم لها، وعتقه للشركة الخاصة حيث كانوا قليلا كمائة فأقل، وقيل: كأربعين، والأولى تفويضه للإمام انتهى ملخصاً كذا في "الدر المنتقى شرح الملتقى "-.

<sup>(</sup>٥) قوله: "والردء" -بكسر الراء وسكون الدال- معين المقاتلين بالخدمة، وقيل: المقاتلة بعد المقاتلين، ويقرب منهم، وهو في الأصل الناصر، كذا في "مجمع الأنهر".

<sup>(</sup>١٠) قوله: "إلا أن يقاتلوا" والأصل أن من دخل على نية القتال استحق السهم، سواء قاتل أم لا، ومن دخل لغير القتال لا يسهم له إلا أن يقاتل، وهو من أهل القتال، ومن دخل ليقاتل فلم يقاتل لمرض أو لغيره، فله

محتصر الفدوري كاب السير كَافِرًا، أو جَمَاعَةً، أو أهلَ حِصن، أو مَدينَة صَحَّ أَمَانُهُ مِ"، ولَم يَجُز لأ حَد مِن المُسلِمِينَ قَتلُهُم إلا أَن يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَفسَدَةٌ، فيَنبذُ إليهم الإمَامُ (٢)، ولا يَجُوزُ أَمَانُ ذمّي (٢)، ولا أسير، ولاتًا جريَد خُلُ عَلَيهم، ولا يَجُوزُ أَمَانُ العَبد <sup>(١)</sup> الـمَحجُور عَلَيه (<sup>٥)</sup>عندَ أبي حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، إلا أَن يَأْذَنَ لَه مَولاهُ في القتال.

وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: يَصح المَانُه (٦)، وإذَا غَلَبَ التُّركُ عَلَى الرُّوم (٧)، فسَبَوهُم وأَخَذُوا أموَالَهُم مَلَكُوهَا، وإنْ غَلَبْنَا عَلَى التُركِ حَلَّ لَنَا مَا نَجِدُه مِن

سهم إن كان فارسًا ففارس، أو راجلا فراجل، وكذا إذا دخل مقاتلا فأسر، ثـم تخلص قبل إخراج الغنيمة، فـله سهمه. (الجوهرة)

- (١) قوله: "صح أمانهم" أما أمان الرجل الواحد فلقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم» أي أقلهم، وهو الواحد، وأما أمان المرأة فهو جائز لما روي أن زينب بنت رسول الله ﷺ أمنت زوجها أبا العاص، وأجاز النبي ﷺ أمانها، فقال: قد أجرنا من أجرت، وأمنّا من أمنت. وروى أن أم هانئ بنت أبي طالب أجازت حموين لها من بني مخزوم وهما الحارث بن هشام وعبـد الله ابن أبي ربيعة، فتفلت أخوها على كرم الله وجهه عليهما ليقتلهما، وقال: أتجيرين المشركين على رسول الله عليه، فقالت: والله لا تقتلهما حتى تقتلني قبلهما، ثم أغلقت دونه الباب ومضت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله! ما لقيت من ابن أبي وأمي، وذكرت له القصة، فقال: ما كان له ذلك، قد أجرنا من أجرت، وأمنّا من أمنت. (الجوهرة النيّرة)
- (٢) قوله: ``فينبذ إليهم الإمام'' لأنه إذا كان يلحق المسلمين بذلك وهن ومذلة كان للإمام نقضه، فينبذ إليهم، كما إذا أمنهم الإمام بنفسه. (الجوهرة)
- (٣) قوله: "ولا يجوز أمان ذمي" لأنه متهم بالكفار للاتحاد في الاعتقاد، ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم، أى على أهل الحرب؛ لأنهما مقهوران تحت أيديهم، فلا يخافوننا، والأمان يختص بمحل الخوف، كذا في
- (٤) قوله: "ولا يجوز أمان العبد" لأن العبد لا يملك القتال بنفسه، فهم آمنون منه، فلا يصح أمانه، ولأنه لا يملك الولاية، فصار كالصبي والمجنون، كذا في "الجوهرة النيّرة".
  - (٥) لأنه تصرف على المولى، وإنه لا يعرى عن احتمال الضرر.
- (٦) قوله: "وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يصح أمانه [أذن له مولاه أو لم يؤذن]" وهو قول الأئمة الثلاثة؛ لقوله عليه السلام: «أمان العبد أمان" وهذا رواية الكرّخي، وفي رواية الطحاوي: أبو يوسف مع أبي حنيفة.
- (٧) قوله: "وإذا غلب الترك على الروم. . . إلخ" الترك جمع تركى، وما يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو الياء فيه ثلاثة أقوال، قيل: إنه جمع، وقيل: إنه اسم جمع، والمختار أنه اسم جنس جمعي، والتقييد بالترك والروم اتفاقى؛ لأن المراد بهما الكفار من بلدين، أي إذا سبى كفار الترك كفار الروم، وأخذوا أموالهم يملكونها،

ذَلِكَ (۱) وإذَا غَلَبُوا (۲) عَلَى أموالِنَا، وأحروزُوهَّابدَرَاهِم مَلَكُوهَا (۲) فإن ظُهرَ عَلَيها المُسلِمُونَ، فوَجَدُوهَا قَبلَ القِسمة، فهِي لَهُم بغيرِ شَيء (۱) وإن وَجَدُوهَا بَعدَ القِسمة أخَذُوهَا بالقِيمة إن أحَبّوا، وإن دَخلَ دَارَا لَحرب تَاجِرٌ، فأشترَى ذَلكَ (۱) فأخرَجه لكى أخذُوهَا بالقِيمة إن أحَبّوا، وإن دَخلَ دَارَا لَحرب تَاجِرٌ، فأشترَى ذَلكَ (۱) فأخرَجه لكى دَارِ الإسلام، فمَالِكُه الأوّلُ بالخِيَار إن شَاءَ (۱) أخذَه بالشَمَن الذي اشترَاه به التَاجرُ، وإن شَاءَ تَركَه ، ولا يَملك عَلَينا (۱) أهل الحَرب بالغلَبة مُدَبّرِينَا وأمّهات أولادنا ومُكاتبيناً وأحْرارِنا، ونَملك عَلَينا (۱) أهل الحَرب بالغلَبة مُدَبّرِينا وأمّهات أولادنا ومُكاتبينا وأحْرارِنا، ونَملك عَلَيهم جَميع ذَلك (۱)، وإذَا أبَق عَبد المُسلم، فدَخَلَ إليهم فأخَذُوه كُم يَملكُوه (۱)

وفيه إشارة إلى أن الحربي يملك الحربي بالقهر مطلقاً سواء كان من معتقده ذلك أولا، وعن محمد رحمه الله في "النوادر": لا يملكه أصلا، وقيل: إنما يملكه إذا رأى ذلك واعتقده، والظاهر من كلام الشيخ أن الملك يثبت لهم باستيلاء بعضهم على بعض قبل الإحراز، لوجود الاستيلاء على مال مباح، وهو سبب الملك. (فتح المعين)

- (١) قوله: "من ذلك" أى إن غلبنا نحن المسلمون على الترك بعدما سبوا من الروم، وأخذوا آموالهم وأحرزوها بدارهم، ملكنا وحل لنا ما نجده من السبايا والأموال من الروم؛ لأنها التحقت بالأموال الأصلية للترك، فكما نملك على الترك سائر أموالهم الأصلية، كذا نملك ما التحق بها من سبايا الروم وأموالهم. (رمز الحقائق ومستخلص الحقائق)
  - (٢) أي الكفار -والعياذ بالله-.
    - (٣) خلافًا للشافعي.
- (٤) قوله: "فهي لهم . . . إلخ" لقوله عليه السلام فيه : "إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء وإن وجدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة»، هكذا في رواية ابن عباس رضي الله عنه . (رمز الحقائق والمستخلص)
  - (٥) أي الذي استولى عليه الحربي.
- (٦) قوله: "إن شاء. . . إلخ" لأن التاجر يتضرر بالأخذ مجانًا، ألا ترى أنه قد دفع العوض بمقابلة ذلك
   المال، فكان أول النظر فيما قلناه. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "ولا يملك . . . إلخ" لأن الملك بالاستيلاء إغا يثبت إذا ورد على مال مباح، والحر معصوم بنفسه، فلا يكون رقاً، وكذا من سواه لثبوت الحرية فيه من وجه، كذا في "مجمع الأنهر".
- (٨) قوله: "وغلك عليهم جميع ذلك" للاستيلاء على مباح، فلو أهدى ملك من أهل الحرب إلى مسلم هدية من أحرارهم ملكه إلا إذا كان قرابة له، ولأن الشرع أسقط عصمتهم جزاء على كفرهم؛ لأنهم استنكفوا أن يكونوا عباد الله، فجعلهم الله تعالى عبيد عبيده، وهذه الجناية منتفية عن مدبرينا ومكاتبينا. فإن قلت: هذه الجناية منتفية عنهم إن كانوا مسلمين، وإن كانوا كفاراً فليست منتفية عنهم. قلت: على تقدير كفرهم ذاقوا وبال كفرهم لصيرورتهم عبيدنا. (رمز الحقائق والمستخلص)
- (٩) قوله: "لم يملكوه" لأن العبد لما خرج من دار الإسلام زالت يدمولاه عنه؛ لامتناع أن تبقى يده مع اختلاف الدارين، فحصل العبد في يد نفسه، وإذا ظهرت يده على نفسه صارت معصومة، فلم تبقّ محلا للتمليك، فإذا لم يملكوه كان لصاحبه قبل القسمة وبعدها بغير شيء، كذا في "الجوهرة".

مختصر القدوري عند أبي حَنيفَةَ رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى .

وقَالا(١): ملَكُوهُ، وإن نَدَّ (١) إلَيهم بَعيرٌ فأخَذُوهُ، مَلَكُوهُ (٦)، وإذَا لَم يَكُن للإمَام حَمُولَةً (١ يَحملُ عَلَيهَا الغَنَائمَ قَسَّمَهَا بَينَ الغَانِمِينَ قِسمَةَ إيدَاعٍ ( ) لِيَحمِلُوهَا إِلَى دَارِ الإسلامِ، ثُمّ يَرجعُهَا منهُم فيُقَسَّمُهَا (1).

ولا يَجُوزُ بَيعُ الغَنَائِمِ قَبلَ القِسمَةِ فِي دَارِ الْحَربِ(٧)، ومَن مَاتَ مِن الغَانِمينَ في دَار الحَرب، فَلا حَقَّ لَه في القسمة (٨)، ومن مات من الغَانمين بَعدَ إخراجها إلَى دَار الإسلام، فنَصِيبُه لوَرَثَتِه (٩)، ولا بَأْسَ بأن يُنَفِّلَ الإِمَام فِي حَالِ القِتَالِ (١٠)، ويُحَرَّضُ بالنَفَلِ عَلَى القِتَال،

(١) قوله: "وقالا: ملكوه" لأن العصمة لحق المالك لقيام يده، وقد زالت، فصار كالبعير أو الفرس إذا ندَ إليهم، فإنهم يملكونه. (الجوهرة)

(٢) نفر .

(٣) قوله: "ملكوه" لتحقق الاستيلاء، إذ لا يد للعجماء يظهر عند الخروج، فإذا أخذوه صاروا آخذين له من يد صاحبه، فلذلك ملكوه بخلاف العبد، على ما ذكرناه. (الجوهرة)

- (٤) قوله: "حمولة" -بفتح الحاء ما يحمل عليه من البقر والإبل، كذا في "البناية".
  - (٥) أي على وجه الوديعة، لا على وجه الملك.
    - (٦) لأن في ذلك منفعة راجعة إلى المسلمين.
- (٧) قوله: "ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب" لأنه لا ملك لأحد فيها قبل ذلك، وإنما أبيح لهم الانتفاع بالطعام والعلف للحاجة، ومن أبيح له تناول شيء لم يجز له بيعه، كمن أباح طعامًا لغيره، كذا في "الجوهرة". وعند الثلاثة تباع، والحجة عليهم ما روى عنه عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الأخر أن يبتاع مغنمًا حتى يقسم ولا أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا أن يركب دابة من فيء المسامين حتى إذا أعجفها ردها فيه»، رواه أحمد وأبو داود، وكذا في "رمز الحقائق" و "فتح المعين".
- (٨) قوله: "فلا حق له في القسمة" لأن حق الغانمين لا يثبت فيها ما لم يحرزوها بدار الإسلام، ولايملكونها إلا بالقسمة، فمن مات منهم قبل ذلك لا يستحق منها شيئًا، كذا في "الجوهرة النيّرة".
  - (٤) لأنه مات بعد ثبوت حقه فيها . (ج)

(١٠) قوله: "ولا بأس بأن ينفل الإمام. . . إلخ" يقال نفل نفلا بالتخفيف، ونفّله -بالتشديد- لغتان فصيحتان، والنفل -بفتحتين- الغنيمة، وجمعه أنفال، وشرط جواز التنفيل أن يكون قبل الإحراز بدار الإسلام، والتنفيل إعطاء شيء زائد على سهم الغاغين، أي يستحب للإمام أن يعد مقاتلا بزيادة شيء على سهمه بأن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، وسمى المقابل قتيلا باعتبار ما يؤول إليه، كما في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أعصرِ ُخمرًا﴾ والسلب -بفتحتين- وقد تسكن اللام بمعنى المسلوب، جمعه أسلاب.

وفي الاصطلاح: ما يأخذه القاتل من قرنه من السلاح والثياب، كما يذكره الشيخ، وهو مندوب إليه، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرَّضِ الْمُؤمِنِينَ عَلَى القَتِالَ ﴾ وحرَّض عليه السلام بالتنفيل على القتال، فقال: من قتل فيقُولُ ((): مَن قَتَل قَتِيلا (() فلَه سَلَبُه، أُويَقُولُ لَسَرِيّة: قَد جَعَلتُ لَكُمُ الرُّبُعَ بَعدَ الحُمس (() ولا يُنفَّلُ بَعدَ إحرَازِ الغَنيمة (() إلا مِنَ الحُمس (() وإذَا لَم يَجعَل السَلَبَ للقَاتِلِ فَهُو مِن جُملَة الغَنيمة ، والقَاتِلُ وغَيرُه فِيه سَوَاءٌ (() والسَلَبُ (() مَا عَلَى المَقتُولِ مِن ثِيَابِه وسلاحِه ومَركَبِه (() وإذَا حَرَجَ المُسلمُونَ مِن دَارِ الحَربِ لَم يَجُزُ أَن يَعلقُوا (() مِن الغَنيمَة، ولا يَأْكُلُوا مِنهَا شَيئًا، ومَن فَضُلَ مَعَه عَلَفٌ أُو طَعَامٌ ، رَدّهُ إِلَى الغَنيمَة (() ويُقَسِّمُ الإمَامُ (() الغَنيمة ،

قتيلاً له عليه بينة فله سلبه، رواه أحمد والبخارى ومسلم، ونفل رسول الله على الربع بعد الخمس في رجعته، رواه أحمد والبرمذي أمر واود، وكان ينفل عليه الصلاة والسلام في البداية الربع، وفي الرجعة الثلث، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ثم إنما يستحق السلب بقتل النساء والصبيان والمجانين، ويستحق السلب بقتل النساء والصبيان والمجانين، ويستحق بقتل الأجير والمريض منهم، والتاجر في عسكرهم، والذي نقض العهد، وخرج إليهم. (رمز الحقائق وفتح المعين)

- (١) هذا تنفير للتنفيل.
- (٢) أي مقتو لا باعتبار ما يؤول إليه.
- (٣) قوله: "بعد الخمس" وفي "التبيين" قوله: بعد الخمس ليس على سبيل الشرط ظاهرًا؛ لأنه لو نفل بربع الكل جاز، وإغا وقع ذلك اتفاقًا، ألا يرى أنه لو نفل السرية بالكل جاز، فهذا أولى.
- وفي "التنوير": ويستحق الإمام لو قال: من قتل قتيلا فله سلبه إذا قتل هو استحسانًا، بخلاف لو قال: من قتلته أنا، فلي سلبه للتهمة إلا إذا عمم بعده، كما في "البحر".
- (٤) قوله: أولا ينفل بعد إحراز الغنيمة أبدار الإسلام لأن حق الغير تأكد فيه بالإحراز، وكذا لا ينفل يوم الفتح، إذ فيه إبطال حق الغير.
- (٥) قوله: "إلا من الخمس" أي يجور التنفيل بعد الإحراز من الخمس إلا للغني؛ لأن الخمس للمحتاج،
   كما في "القهستاني" وغيره، لكن في "البحر": تصريح بأنه تنفيل يدل على جوازه للغني فتتبع.
- (7) قوله: "سواء" فيقسم قسمة الغنائم عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام لحبيب بن أبي سلمة: ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس إمامك، وقال الشافعي: السلب للقاتل إذا كان من أهل أن يسهم له، وقد قتله مقبلا لقوله عليه الصلاة والسلام: "من قتل قتيلا فله سلبه"، ولأنه أكثر قتالا، فيختص به إظهارًا للتفاوت بينه وبين غيره، وبه قال أحمد، ولنا ما روينا؛ ولأنه مأخوذ بقوة جيش الإسلام، فكان غنيمة الإسلام، فيحب أن يقسم قسمة الغنائم، وما رواه يحتمل التنفيل، فيحمل عليه توفيقا بين الحديثين، وليس فيما رواه اشتراط القتل مقبلا. (رمز الحقائق وفتح المعين)
  - (٧) بفتحتين بمعنى المسلوب.
  - (٨) وكذا على مركبه من السرج والآلة، وما معه على مركبه من ماله. (ج)
- (٩) قوله: "لم يجز أن يعلفوا. . . إلخ" لأن الضرورة والحاجة إلى ذلك قدار تفعت؛ لأن الغالب أنهم يجدون في دار الإسلام الطعام والعلف، فلا يباح لهم التناول من الغنيمة لعدم الحاجة. (الجوهرة)
  - (١٠) لأن الضرورة قد ارتفعت.

فيُخرِجُ خُمسًا، ويُقَسَّمُ الأربَعَةَ الأخمَاسَ بَينَ الغَانِمِينَ، فللفَارِسِ سَهمَانِ، وللرَاجِلِ سَهمٌ عندَ أبي حَنفَةَ رَحمَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا أبي حَنفَةَ رَحمَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَالَقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولُولُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و عند أبى حَنيفَة رَحمَهُ اللهُ تَعَالَى .

وقَالا: للفَارِسِ ثَلاثَةُ أسهُم، ولا يَسهَمُ إلا لِفَرَسِ وَاحِدِ (١)، والبَرَاذِينُ (٢) والعِتَاقُ سَوَاءٌ، ولا يَسهَمُ لرَاحِلَةِ (٢) ولا بَعل (٤) ، ومَن دَخَلَ دَارَ الْحَربِ فَارِسًا، فَنَفِقَ (٥) فَرَسُه استَحَق (١) سَهمَ فَارِس، ومَن دَخَلَ رَاجِلا، فاشتَرَى فَرَسًا استَحَقّ (٢) سَهمَ رَاجِلِ، ولا يُسهَمُ لـمَملُوك (١)، ولا امرَأَةِ، ولا ذِمَّى، ولا صَبِى، ولكن يُرضَخُ (١) لَهُم عَلَى حَسَب مَا يَرَى الإمَامُ.

- (١) قوله: "ولا يسهم إلا لفرس واحد" عند الطرفين، وعند أبي يوسف: يسهم لفرسين؛ لأنه عليه السلام أسهم زبيرًا خمسة أسهم، ولهما أنه عليه السلام لم يسهم يوم خيبر لصاحب الأفراس إلا لفرس واحد، وما رواه محمول على التنفيل، كما أعطى سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل.
- (٢) قوله: "والبراذين" جمع البرذون، وهو خيل العجم، والعتاق -بكسر العين- جمع عتيق، وهو فرس جواد سواد، لأن إرهاب العدو يضاف إلى جنس الخيل، وهو شامل للبراذين والعراب والهجين والمقرف؛ ولأن في البرذون قوة الحمل والصبر، وفي العتيق قوة الطلب والسفر، فكل منهما جنسة المنفعة.
  - (٣) وهي التي يحمل عليها الحمل.
  - (٤) لأنه لا يقاتل عليها، ولا تصلح للطلب والهرب.
    - (٥) أي هلك.
    - (٦) لوجود المجاوزة بالفرس.
    - (٧) لوجود المجاوزة بلا فرس.
- (٨) قوله: "ولا يسهم لمملوك" لما روى أنه على كان لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد، لكن كان يرضخ لهم، ولما استعان عليه السلام باليهود على اليهود لم يعطِهم شيئًا من الغنيمة، يعني أنه لـم يسهم لهم، ولأن الجهاد عبادة، والذمي ليس من أهل العبادة، والصبي والمرأة عاجزان عنه، ولهذا لم يلحقهما فرضه، والعبد لا يمكنه المولى، وله منعه إلا أنه يرضخ لهم تحريضًا على القتال مع إظهار انحطاط رتبتهم، كذا في "الهداية".
- (٩) قوله: "ولكن يرضخ" -بالضاد والخاء المعجمتين- أي يعطى شيئًا قليلا من أربعة الأخماس لهم، ولا يبلغ الرضخ السهم.

<sup>(</sup>١١) قوله: "يقسم الإمام" أي يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة، ويخرج خمسها أولا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَنَّ للهِ خُمُسُه ﴾ ويقسم أربعة الأخماس بين الغانمين للنصوص الواردة، وعليه الإجماع، وعن هذا قال: للفارس سهمان وللراجل وهو من لا فرس معه، سواء كان معه بعير، أو بغل، أو لم يكن فله سهم، وهذا عند أبي حنيفة وزفر. وقالا: للفارس ثلاثة أسهم، له سهم ولفرسه سهمان، وهو قول الأئمة الثلاثة والليث وأبي ثور وأكثر أهل العلم؛ لما روى أن النبي ﷺ أسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهمًا له وسهمين لفرسه، وله ما روى أنه ﷺ أسهم للفارس سهمين، سهمًا له وسهمًا لفرسه، فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله ﷺ: «للفارس سهمان وللراجل سهم"، كما في "مجمع الأنهر".

وأمّا الخُمسُ فيُقسَمُ عَلَى ثَلاثَة أَسْهُم (۱): سَهمُ لليَتَامَى، وسَهمٌ للمَسَاكِينِ، وسَهمٌ لأبناء السَبِيلِ، ويَدخُلُ فُقَرَاءُ ذَوى القُربَى (٢) فِيهِم، ويُقَدّمُونَ (٢)، ولا يُدفَعُ إلَى أغنياءِهم شَىءٌ (١)، فأمّا (١) ذِكرُ اللهِ تَعَالَى لنَفسه فِي كِتَابِه مِن الخُمسِ، فإنّما هُوَ لا فتِتَاحِ الكَلامِ تَبَرّكًا بأسمه، وسَهمُ النّبِي عَلَيهِ السّلامُ سَقَطَ بَوتِه، كَمَا سَقَطَ الصَفِي (١)، وسَهمُ ذَوِى القُربَى كَانُوا يَستَحِقّونَه فِي زَمَنِ النّبِي عَلَيهِ السّلامُ بالنُصرَة (٧)، وبَعدَه بالفَقرِ (٨)، وإذَا دَحَلَ الوَاحِدُ كَانُوا يَستَحِقّونَه فِي زَمَنِ النّبِي عَلَيهِ السّلامُ بالنُصرَة (٧)، وبَعدَه بالفَقرِ (٨)، وإذَا دَحَلَ الوَاحِدُ

(۱) قوله: "أما الخمس فيقسم . . . إلخ " شروع في بيان حكم الخمس الذي كان أفرزه الإمام أولا ، أي يقسم الخمس على ثلاثة أسهم ، سهم لليتامي ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل ، فيعطى لكل واحد منهم سهم لقوله تعالى : ﴿وَاعلَمُوا أَنّما غَنِمتُم من شَيء فَأَن لله خُمُسه وَلِلرسُول وَلِذِي القُربي وَاليَتامي وَالمَساكِين وَابن سهم للوي القربي وللنبي على يقسم الخمس أخماسا ، سهم لذوى القربي وللنبي على يخلفه فيه الإمام ، ويصرفه إلى مصالح المسلمين ، والباقي للثلاثة ، ويستوى في ذوى القربي فقيرهم وغنيهم ، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويكون ذلك لبني هاشم وبني المطلب ، ولا يكون لغيرهم ؛ لأنه لم يفرق في الكتاب ولا في السنة بين المغني والفقير .

ولنا أن الخلفاء الأربعة قسّموا الخمس على ثلاثة أسهم كما قلنا، وكفي بهم قدوة، وقال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر بنى هاشم إن الله كره لكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس»، والعوض إنما يثبت في حق من يثبت له المعوض وهم الفقراء، وورد أنه جاءه عليه الصلاة والسلام عثمان رضى الله عنه من بنى عبد شمس وجبير بن مطعم من بنى نوفل، فقالا: إنا لا ننكر فضل بنى هاشم لكن نحن وبنى المطلب في القرابة إليك سواء، فمالك أعطيتهم وأحرمتنا، فقال: إنهم لم يزالوا معى هكذا، وشبّك بين أصابعه فى الجاهلية والإسلام، فدل أن المراد من النص قرب النصرة لأقرب القرابة، وكان قسمة الخلفاء بمحضر من الصحابة، فكان إجماعًا، واعلم أنه كان أو لاد عبد مناف أربعة، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، فبنو عبد شمس وبنو نوفل لا يُعطَون منه شيئًا، وإنما هو لبنى هاشم وبنى المطلب خاصة. (من "العينى" و "الجوهرة" و"فتح المعين" و "المستخلص")

- (٢) قرابة النبي ﷺ. (ج)
- (٣) قوله: "ويقدمون" لأن الله تعالى قدمهم في الآية، فقال تعالى: ﴿وَلِذِي القُربِي وَالْيَتَامِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِينَ وَابِنِ السّبِيلِ ﴾، كذا في "الجوهرة النيرة".
  - (٤) لأنه إنما يستحق بالفقر والحاجة. (ج)
  - (٥) وفي بعض النسخ: فأما ما ذكره الله تعالى من الخمس.
- (٦) قوله: "كما سقط الصفى" وهو شيء كان يصطفيه النبي ﷺ لنفسه من الغنيمة مثل درع، أو سيف، أو جارية. (الجوهرة)
  - (٧) وبموته زالت النصرة. (ج)
- (٨) قوله: "وبعده بالفقر [يقسم للذكر مثل حظّ الأنثيين، ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم. (ج)] "هذا قول الكرخي، وقال الطحاوى: سهم الفقير من ذوى القربي للنبي عليه السلام ساقط بالإجماع، ولأن فيه معنى الصدقة نظرًا إلى المصرف، فيحرم كما يحرم العمالة، أي ما يعطى للعامل، كما في "الهداية".

أو الاثنَان إلى دَارِ الحَربِ مُغيرِينَ (١) بغيرِ إذن الإمَام، فأخَذُ واشيئًا لَم يُحَمّس (٢) وإن دَخلَ جَمَاعَةُ لَهُم مَنَعَةٌ (٢)، فأخَذُ واشيئًا خُمّس (٤) ، وإن لَم يَأذَن لَهُمُ الإمَامُ.

وإذَا دَخَلَ الـمُسلِمُ دَارَ الحَربِ تَاجِرًا، فلا يُحلّ لُه أَن يَتَعَرّضَ بشَىء مِن أُموَ الِهِم (°) ولا مِن دِمَاء هِم، فإن غَدَرَبِهم، وأخذ شَيئًا مَلكَه ملكًا مَحظُورًا (۲) ويُؤمَرُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِه، وإذَا دَخَلَ الْحَربِي إلينَا مُستَأْمِنًا لَم يُمكِن لَه أَن يُقِيمَ فِي دَارِنَا سَنَةً، ويَقُولُ لَه الإمَامُ: إِن أَقَمتَ دَخَلَ الْحَربِي إلينَا مُستَأْمِنًا لَم يُمكِن لَه أَن يُقِيمَ فِي دَارِنَا سَنَةً، ويَقُولُ لَه الإمَامُ: إِن أَقَمتَ تَمامَ السَنَة، وَضَعتُ عَلَيكَ الجزية (۷) فإن أَقَامَ سَنَةً، أَخِذَت مِنهُ الجِزيةُ، وصَارَ ذِمّيًا (۸) ولا يُترك أَن يَرجِعَ إلَى دَارِ الحَربُ (۵) وإن عَادَ إلى دَارِ الحَربِ، وتَرك وَديعة عِندَ مُسلِم، أو ذِمّي، أو دَينًا فِي ذِمّتِهِم، فقد صَارَ دَمُه مُبَاحًا بالعَود (۱۰) ومَا فِي دَارِ الإسلام مِن مَالِهُ عَلَى

(١) من الإغارة بمعنى غارت گرى كردن.

<sup>(</sup>٢) لأن الغنيمة وهو المأخوذ قهرًا وغلبةً لا اختلاسًا وسرقةً. (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: "لهم منعة -بفتح النون- وتسكن، أي قوة وشوكة. (رمز الحقائق والمعدن)

<sup>(</sup>٤) قوله: "خمّس" لأنه مأخوذ على وجه الغلبة والقهر، لا بالاختلاس والسرقة، فكان غنيمة.

 <sup>(</sup>٥) قوله: "فلايحل له أن يتعرض" لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم بالاستئمان، فالتعرض بعد ذلك يكون غدرًا، والغدر حرام بخلاف الأسير، فإنه غير مستأمن، فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعًا، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>٦) قوله: "ملكه ملكًا محظورًا" لأنه حصل بسبب الغدر، فأوجب ذلك خبثًا فيه، فكان محظورًا، فإن لم يتصدق به، ولكنه باعه صح بيعه، ولايطلب للمشترى الثاني، كما لا يطلب للأول، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٧) قوله: "وضعت عليك الجزية" أى المال الذي يوضع على الذمي، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، وما وقع عن بعض الناس أن في ذلك تقريراً للكافر على أعظم الجرائم، وهو الكفر فمردود بأنه دعوة إلى الإسلام بأحسن الجهات، وهو أن يسكن بين المسلمين، فيرى محاسن الإسلام، فيسلم مع دفع شره في الحال، كما في "القهستاني". وقيد بالسنة لأنها أقصى المآرب، وفيها تجب الجزية، ولو منع عن مكثه فيما دونه لانسد باب التجارات، وتضرر به المسلمون، كما في أكثر الكتب، وههنا بحث مذكور في المطولات.

<sup>(</sup>٨) قوله: "صار ذميّا" لأنه صار ملتزمًا للجزية بعد هذه المقالة بإقامته سنة، وفيه إشارة إلى اشتراط القول والمدة لصيرورته ذميّا، كما دل عليه كلام العتابي وغيره، فإنه لو أقام سنين من غير أن يتقدم الإمام إليه، فله الرجوع، لكن في كلام "المبسوط" دلالة على أنه يصير ذميّا بمجرد الإقامة سنة، والأوجه الأول، كما في "الفتح".

<sup>(</sup>٩) قوله: "ولا يترك أن يرجع . . . الخ" لأنه لما أقام بعد هذا صار ملتزمًا للجزية ، فإذا أخذت منه الجزية صار ذميًا، والذمي لا يمكن من الرجوع إلى دار الحرب . (الجوهرة)

<sup>(</sup>١٠) لصيرورته حربيًّا.

خَطَرٍ ('') فإن أسرَ، أو ظُهِرَ ('') عَلَى الدَارِ، فقُتِلَ سَقَطَت دُيُّونُه، وصَارَت الوَدِيعَةُ فَيئًا (")، ومَا أُوجَفَ عَلَيهِ الـمُسلِمُونَ (<sup>()</sup> مِن أموَالِ أهلِ الْحَربِ بغيرِ قِتَالٍ يُصرَفُ فِي مَصَالِحِ المُسلِمِينَ، كَمَا يُصرَفُ الْخَرَاجُ.

وأرضُ العَرَبِ كُلِّهَا أرضُ عُشْرٍ (°)، وهي مَا بَينَ العَذيب (``) إلَى أقصَى حَجَر ('`) باليَمنِ، وَعَهرَة (^\) وهِي مَا بَينَ العَذيبِ إلَى عَدَّ مَشَارِقِ الشَّامِ، والسَّوَادُ (<sup>(\*)</sup> كُلَّهَا أرضُ خَرَاجٍ ('`)، وهِي مَا بَينَ العَذيبِ إلَى عَقَبَةِ حُلوَانَ ('\) مِن العَلْثِ ('`) إلَى عَبَا دَانَ، وأرضُ السَوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأهلِهَا، يَجُوزُ بَيعُهُم لَهَا ("')،

<sup>(</sup>١) قوله: على خطر [الخطر في اللغة: هو الإشراف على الهلاك. (الفاتح)] لأنه بالأمان خطر دمه وماله، وزوال الخطر عن دمه لا يزيل الخطر عن ماله، فبقي ماله على ما كان عليه. (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>٢) قوله: "فإن أسر، أو ظهر" مبنيان للمفعول، أى أسر ذلك الراجع، أو ظهر المسلمون على الدار، أى على دارهم فقُتُل، سقطت ديونه؛ لأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة، وقد سقطت ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة، فيختص به، فتسقط وصارت الوديعة فيئًا، لأنها في يده تقديرًا؛ لأن يد المودع كيده، فيصير فيئًا تبعًا لنفسه، من رمز الحقائق وفتح المعين.

<sup>(</sup>٣) أي غنيمة للغزاة تبعًا لنفسه.

 <sup>(</sup>٤) قوله: "وما أوجف. . . إلخ" الإيجاف هو الإسراع والإزعاج للسير، والوجيف نوع من السير فوق التقريب، ومعنى المسألة ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال، مثل الأرضين التي أجلوا أهلها عنها، لا خمس فيها، وقوله كما يصرف الخراج، فائدته أنه لا يقسم قسمة الغنيمة، ولا يجب فيه الخمس . (ج)

<sup>(</sup>٥) قوله: "فأرض العرب كلها أرض عشر" لأن النبي رفح والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أهل العرب، ولأن الخراج من أهل العرب، ولأن الخراج بمنزاج بمنزاج بمنزاج بمنزاة الفيء، فلا يثبت في أرضهم، كما لا يثبت في رقابهم، وهذا لأن وضع الخراج من شرطه أن يقر أهلها على الكفر كما في سواد العراق، ومشركو العرب لم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، فلم يوجد الشرط. (المستخلص وفتح المعين)

<sup>(</sup>٦) قرية من قرى الكوفة. (ج)

<sup>(</sup>٧) بفتح الحاء والجيم: واحد الأحجار. (ج)

<sup>(</sup>٨) قوله: "بمهرة" هو موضع باليمن مسماة بمهرة بن حيدان أبو قبيلة ينسب إليها الإبل المهرية. (ج)

 <sup>(</sup>٩) قوله: "والسواد" يعنى سواد العراق، سمى به لخضرة أشجاره وزرعه، وسواد العراق أراضيه، وقال التمرتاشي: سواد البصرة والكوفة قراهما. (الجوهرة)

<sup>(</sup>۱۰) قوله: أرض خراج "لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين فتح السواد وضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة، وكذا على مصر حين فتحها عمرو بن العاص رضى الله عنه سنة عشرين من الهجرة، واجتمعت الصحابة رضى الله تعالى عنهم على وضع الخراج على الشام حين افتتح عمر رضى الله عنه بيت المقدس. (رمز الحقائق وفتح المعين)

<sup>(</sup>١١) قوله: "إلى عقبة حلوان" عقبة حلوان حدسواد العراق عرضا، والعلث قرية بالعراق شرقى دجلة، وعبادان حصن صغير على شاطئ البحر، وطول سواد العراق مائة وتمانون فرسخًا، وعرضه تمانون فرسخًا، ومساحته اثنان وثلاثون ألف ألف جريب، وقيل: ستة وثلاثون ألف ألف جريب. (الجوهرة)

وتَصَرَّفُهُم فِيهَا، وكُلُّ أَرضٍ أسلَم أهلُهَا عَلَيهَا، أو فُتِحَت عَنوَةً، وقُسمَت بَينَ الغَانمينَ، فهِي أرضُ عُشرِ (۱) وكُل آرضٍ أسلَم أهلُها عَلَيهَا أقرَّ أهلُها عَلَيهَا (۱) ، فهِي أرضُ حَرَاج (۱) ، ومن أحْيا أرضُ عُشرِ أرض عُندَ أبي يُوسُفَ مُعتَبَرَةٌ بحَيزِهَا (۱) ، فإن كَانَت مِن حَيْزِ أرضِ الخَرَاج، فهِي أرضًا مَواتًا، فهِي عِندَ أبي يُوسُفَ مُعتَبَرَةٌ بحَيزِهَا والمُصرِيةٌ (۱) ، والبَصرَةُ عِندَ نَا عُشرِيةٌ (۱) بإجماعِ خَرَاجِيةٌ، وإن كَانَت مِن حَيزِ أرضِ العُشرِ، فهِي عُشرِيةٌ (۱) ، والبَصرَةُ عِندَ نَا عُشرِيةٌ (۱) بإجماعِ الصَحَابَة رَضيَ اللهُ عَنهُم .

وقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِن أَحيَاهَا بِبِئرِ حَفَرَهَا، أُوبِعَينِ استَخرَجَهَا، أو بَاء

(١١) بالمثلثة، وفي نسخة: بالفوقانية.

<sup>(</sup>١٢) قوله: "يجوز بيعهم لها. . . إلخ" لأنها فتحت عنوةً وقهرًا، وأقر أهلها عليها، ووضع عليهم الخراج في أرضهم، والجزية على رؤوسهم، فبقيت الأرض مملوكة لهم، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>١) قوله: "فهي أرض عشر" لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على المسلم، والعشر أليق به؛ لما فيه من معنى العبادة، وكذا هو أخف حيث يتعلق بنفس الخارج، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٢) أي ما سوى أرض العرب.

<sup>(</sup>٣) قوله: "فأقر أهلها عليها" أي بلا إسلامهم، فإن السواد فتح عنوة، ولما لم يسلموا وضع عمر رضي الله عنه الخراج عليهم، ولم يسقط حين أسلموا، كذا في "الدر المنتقى شرح الملتقى".

<sup>(</sup>٤) قوله: "فهى أرض خراج" لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر، والخراج أليق به، وهذا إذا وصل إليها ماء الأنهار، وإنما تسقى بعين فهى عشرية، لقوله عليه السلام: «وصل إليها ماء الأنهار، وإنما تسقى بعين فهى عشرية، لقوله عليه السلام: «ما سقته ماء السماء ففيه العشر»، وماء العين في معنى ماء السماء، قال الله تعالى: ﴿ أَلَم تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُه يَنَابِعَ فِي الأَرْضِ ﴾ هذا ما في " الجوهرة النيرة " .

واعلم أن الشيخ رحمه الله أطلق قوله: فهي أرض خراج، وقال بعضهم: سوى مكة، فإنها فتحت عنوة، وأقر أهلها عليها إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يوظف على أراضيها الخراج، وترك لأهلها، وكما لا رق على العراب، فكذا لا خراج على أراضيهم، فخصت بفعله عليه العرب عشرية، كما في "مجمع الأنهر" وغيره قد ذكر الشيخ من قبل، وأرض العرب كلها أرض عشرية، فلا اعتراض على الشيخ، ومن اعترض فقد غفل.

<sup>(</sup>٥) أي بقربها؛ لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه.

<sup>(</sup>٦) قوله: "فهي عشرية [وإن كانت بين الخراجي والعشري، فهي عشرية. (المستخلص)]" هذا التفصيل في حق المسلم، وأما الكافر فيجب عليه الخراج، وإن كان في حيز أرض العشر، أو أحياها بماء العشر. (العيني)

<sup>(</sup>٧) قوله: "والبصرة عندنا عشرية" بإجماع الصحابة رضى الله عنهم، والقياس أن تكون خراجية؛ لأنها فتحت عنوة، وأقر أهلها عليها، وهي من جملة أراضي العراق، ولكن ترك القياس بإجماعهم، كما خرج عن القياس مكة تعظيمًا لها، وهذا عند الطرفين، وقال أبو يوسف ومن وافقه: إن البصرة خراجية، كما هو القياس. (المعدن والفتح)

دجلة، أو الفُرَات، والأنهارِ العِظَامِ التِي لا يَملِكُهَا أَحَدٌ، فهِيَ عُشرِيّةٌ (١)، وإن أحياها بَماءَ الأنهار التي احتَفَرَهَا الأعَاجِمُ، مِثلَ نَهرِ المَلكِ (٢) ونَهرِ يَزدَجَردَ، فهيَ خَرَاجيّةٌ (٣).

وَالْخَرَاجُ الذِي وَضَعَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ () عَلَى أَهلِ السَوَادِ مِن كُلِّ جَرِيبِ يَبلُغُهُ السَمَاءُ، ويَصلُحُ للزَرع قَفِيزٌ هَاشِمِيّ، وهُوَ الصَاعُ ودرهَمْ، ومِن جَرِيبِ الرَطبَة () خَمسَةُ دَرَاهِمَ، ومِن جَرِيبِ الكَرمِ المُتَّصِلِ والنَحَلِ المُتَّصِلِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، ومَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأصنَاف يُوضَعُ عَلَيهَا بَحَسَبِ الطَاقَة (أ)، فإن لَم تُطِق مَا وُضِعَ عَلَيهَا نَقَصَهَا الإمَامُ ()، وإن

وقفيز هاشمى: هو ثلاثة أرطال بالعراقي مثل الصاع الحجازى، وذلك أربعة أمناء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ويكون مما يزرع في تلك الأرض.

وقال الإمام ظهير الدين: يكون من الحنطة والشعير ، كذا في "المستصفى"، أو درهم معناه يكون الدرهم من وزن سبعة ، وهو أن يكون وزنه أربعة عشر قيراطًا ، وقد مرّ في الزكاة . (الجوهرة)

(٥) قوله: "ومن جريب الرطبة [وهى برسيم والقرطم في لغة أهل مصر، جمعه رطاب، و في "الغاية": الرطبة اسم للقضيب ما دام رطبًا. (ع وف)]... إلخ" المتصلة ما لا يمكن الزراعة تحته، ولأن المؤن متفاوتة، فالكرم أخفها مؤنة، لأنه يبقى دهرًا مديدًا، والزرع أكثرها مؤنة، لاحتياجه إلى الكراب وإلقاء البذر والحصاد والدياس، ونحو ذلك في كل سنة، والرطبة بين الأخف والأكثر؛ لأنه لا يحتاج إلى البذر كل عام وتدوم أعوامًا كدوام الكرم، والوظيفة تتفاوت بتفاوتها فجعل الواجب في الكرم أعلاها، وفي الزرع أدناها، وفي الرطبة أوسطها، كذا في "الهداية" وغيرها، وهذا التقدير منقول عن عمر رضى الله عنه، وكان بمحضر من الصحابة رضى الله عنه، كذا في بعض شروح "الكنز".

(٦) قوله: "يوضع عليها بحسب الطاقة" لأنه ليس فيه توظيف عمر رضى الله عنه، وقد اعتبر الطاقة في ذلك، فنعتبرها فيما لا توظيف فيه قالوا: ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه؛ لأن التنص في المناطقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه؛ لأن التنص في المناطقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه؛ لأن التنص في المناطقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه؛ لأن التنص في المناطقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه؛ لأن التنص في المناطقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه؛ لأن التنص في المناطقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه؛ لأن التنص في المناطقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه المناطقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه المناطقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج المناطقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج المناطقة أن يبلغ المناطقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج المناطقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج المناطقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج الواجب المناطقة أن الم

<sup>(</sup>١) لأن سبب النماء والحياة هو الماء، فكان اعتباره أولى. (ع)

 <sup>(</sup>۲) قوله: "مثل نهر الملك" المراد به كسرى نوشيروان بن قباد كان جميع ملكه سبعًا وأربعين سنة، ونهر يزدجرد وهو آخر ملوك العجم، وقتل في سنة إحدى وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه، كذا في "البناية".

<sup>(</sup>٣) حاصله أن محمدًا اعتبر الماء، إن سقيت بماء الخراج، فهي خراجية، وإن سقيت بماء العشرية، تكون عشرية. (الفاتح)

<sup>(3)</sup> قوله: "والخراج الذى وضعه عمر رضى الله عنه. . . إلخ" الخراج على نوعين: خراج مقاطعة ، وخراج مقاسمة ، فخراج المقاطعة: هو الذى ذكره الشيخ ، وخراج المقاسمة هو ما إذا افتتح الإمام بلدًا ، ومن عليهم ، ورأى أن يضع عليهم جزأ من الخراج ، إما نصف الخراج ، أو ثلثه ، أو ربعه ، فإنه يجوز ، ويكون حكمه حكم العشر ، يعنى أنه يتعلق بالخارج لا بالتمكن من الزراعة ، حتى إذا عطل الأرض مع التمكن لا يجب عليه شيء ، كما في العشر ، ويوضع ذلك في الخراج ومن حكم أنه لا يزيد على النصف ، وينبغي أن لا ينقص عن الخمس ضعف ما يؤخذ من المسلمين ، والجريب أرض طوله ستون ذراعًا ، وعرضه ستون ذراعًا ، يزيد على ذراع العامة بقبضة ، وذكر الصير في رحمه الله أن الذراع المعتبر سبع قبضات من غير الإبهام –انتهى – .

غَلَبَ عَلَى أَرضِ الْخَرَاجِ السَمَاءُ (')، أو انقَطَعَ عَنهَا، أو اصطلَلَمَ (') الزَرعَ آفَةٌ، فلا خَرَاجَ عَلَيهِ م''، وإن عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا، فعَلَيهِ الْخَرَاجُ (')، ومَن أسلَمَ مِن أهلِ الْخَرَاجِ، أخِذَ مِنهُ الْخَرَاجُ عَلَيهِ مَلَا مُن أَسلَمَ مِن أهلِ الْخَرَاجِ، أخِذَ مِنهُ الْخَرَاجُ عَلَى حَالِه (°)، ويَجُوزُ أَن يَشتَرِى المُسلِمُ (٢) مِن الذِمِّي أَرضَ الْخَرَاجِ، ويُؤخَذُ مِنهُ الْخَرَاجُ، ولا عُشرَ (٧) فِي الْخَارِجِ مِن أَرضِ الْخَرَاجِ، والجِزيةُ عَلَى ضَربَينِ (٨): جِزيَةٌ تُوضَعُ بِالتَرَاضِي

عين الإنصاف لما كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين، والبستان كل أرض يحوطها حائط، وفيها نخيل متفرقة وأشجار أخر، وفي ديارنا وظفوا من الدراهم في الأراضي كلها، وترك كذلك؛ لأن التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي شيء كان، كذا في "الهداية".

- (٧) قال في "الهداية": النقص عند قلة الربيع جائز بالإجماع. (ج)
  - (١) فلم تخرج الأرض شيئًا بسبب غلبة الماء وانقطاعه.
    - (۲) أي استأصله.

(٣) قوله: "فلا خراج عليهم" لأنه فات التمكن من الزراعة، وقوله: اصطلم الزرع آفة، يعنى إذا ذهب كل الخارج، أما إذا ذهب بعضه قال محمد: إن بقى مقدار الخراج ومثله بأن بقى مقدار قفيزين ودرهمين، يجب الخراج، وإن بقى أقل من مقدار الخراج أخذ نصفه، قال مشايخنا: والصواب في هذا أن تنظر أو لا إلى ما أنفق هذا الرجل في هذا الأرض، ثم تنظر إلى الخارج، فتحسب ما اتفق أو لا من الخارج، فإن فضل منه شيء أخذ منه على الرجل في هذا الأرض، ثم تنظر إلى الخراج يسقط بالاصطلام محمول على ما إذا لم يبق من السنة مقدار ما بمكنه أن يزرع الأرض إذا بقى ذلك، فلا يسقط الخراج، كذا في "الفوائد".

والمراد من الآفة -في قوله: أو اصطلم الزرع- أفة سماوية لا يمكن الاحتراز عنها كالاحتراق ونحوه، أما إذا كانت غير سماوية، ويمكن الاحتراز عنها، كأكل القردة والسباع والأنعام ونحوه، لا يسقط الخراج على الأصح، وذكر شيخ الإسلام: أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج، وهلاكه بعد الحصاد لا يسقطه، كما في "الجوهرة النيرة".

- (٤) قوله: "فعليه الخراج" لأن التمكن كان ثابتا، وهو الذي فوته قالوا: من انتقل إلى أحسن الأمرين من غير عذر، فعليه خراج الأعلى؛ لأنه هو الذي ضيع الزيادة، وهذا الحكم يعرف، ولا يفتى به؛ كيلا يتجرأ الظلمة على أخذ أموال الناس، كذا في "الهداية".
  - (٥) كما كان في حالة الكفر؛ لأن الأرض اتّصفت بالخراج، فلا يتغيّر بتغيّر المالك. (ج)
- (٦) قوله: "ويجوز . . . إلخ" أما جواز الشراء: فلأنها ملكه، فجاز الشراء منه كسائر أملاكه، وأما لزوم الخراج للمسلم، فلما روى أن جماعة من الصحابة اشتروا أرض الخراج بالكوفة، وأدوا الخراج، ولأنه إذا اشترى أرض خراج صار ملتزمًا بالعقد الخراج، ويجوز أن يلزم الإنسان بالتزامه ما لا يجوز أن يلزمه ابتداء كالمسلم إذا تكفل بجزية ذمى، كذا في "شرح الأقطع".
- (٧) قوله: "ولا عشر في الخارج من أرض الخراج [لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم". (ج)]" مثل أن يشترى المسلم أرض الخراج من الذمّى، أو يشترى الذمى أرض عشرية من المسلم، فلا يجب العشر، والخراج على المسلم، ولا على الذمى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم" ولأن أحدًا من أئمة العدل والجور لم يجمع بينهما، فصار إجماعًا عملا، وكفى

مختصر القدورى وانصُلح، فتُقَدَّرُ بحَسَب مَا يَقَعُ عَلَيه الاتّفَاقُ (١).

وجِزِيةٌ يَبتَدِئُ الإِمَامُ بوَضعهَا، إذَا غَلَبَ الإِمَامُ عَلَى الكُفّار، وأقرّهُم عَلَى أملاكهم، فيَضَعُ عَلَى الغَنيّ الظَاهر الغَنَاءِ (٢) فِي كُلّ سَنَة ثَمَانيَةً وأربَعِينَ دِرهَمًا، يَأْخُذُ مِنهُ فِي كُلّ شَهرٍ أربَعَةَ دَرَاهمَ، وعَلَى المُتَوسط الحال أربَعَةً وعِشرِينَ دِرهَمًا فِي كُلّ شَهرِ دِرهَمَينِ، وعَلَى الفَقير المُعتَمل اتَّنَاعَشَرَدرهَمَّا في كُلِّ شَه, درهَمُّ ".

وتُوضَعُ الجزيَةُ عَلَى أهل الكتَابِ(١) والمَجُوسِ (٥) وعَبَدَة الأوثَانِ (٦) مِن العَجَم، ولا

بإجماعهم حجة. (العيني والفتح)

(٨) قوله: "والجزية على ضربين. . . إلخ" الجزية جمعها جزى مثل اللحية واللحي وسميت بذلك؛ لأنها تجزى عن الذمي، أي تقضى وتكفي عن القتل؛ لأنه إذا أقبلها سقط عنه القتل، وهي ثابتة بالكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعطُوا الْجِزِيَّةَ عَن يِّد وهُم صَاغِرُونَ﴾ وبالسنة وهو ما روى أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر. (رمز الحقائق وفتح المعين)

(١) قوله: "بحسب ما يقع عليه الاتفاق" كما صالح النبي ﷺ بني نجران على ألف ومانتي حلة؛ ولأن الموجب هو التراضي، فلا يجوز التعدى إلى غير ما وقع عليه. (الجوهرة)

(٢) قوله: "الظاهر الغناء" هو صاحب المال الكثير الذي لا يحتاج إلى العمل، والمتوسط الذي له مال لا يستغنى عن العمل، والمعتمل من يكسب أكثر من حاجته، ولا مال له، وإنما قيد الفقير بالمعتمل لأن الجزية عقوبة، فإنما تلزم على من كان من أهل القتال، حتى لا يلزم الزمن عنهم، وإن كان مفرطًا في اليسار، كم في المعتبر ات .

(٣) قوله: "في كل شهر درهم" هذا كله عندنا وقال الشافعي: يوضع على كل حالم وحالمة دينار، والفقير والغني في ذلك سواء، لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: «خُذ من كل حالم وحالمة دينارًا أو عدله معافر» أي من كل بالغ وبالغة من غير فصل، ولأن الجزية إنما تجب بدلا عن القتل، حتى لا تجب على من لا يجوز قتله كالذراري، وهذا المعنى ينتظم الغني والفقير، ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم والصحابة رضوان الله عنهم متوافرون، ولم ينكر عليهم أحد منهم، فصار إجماعًا؛ ولأن الجزية وجبت نصرة للمقاتلة؛ لأنها وجبت بدلا عن النصرة بالنفس والمال، والنصرة يتفاوت بكثرة المال وقلته، فكذا ما هو بدله، وما رواه الشافعي، فهو في مال وقع عليه الصلح بدليل وجوبه على الحالمة، ولا جزية عليهن.

وعدل الشيء -بالفتح- مثله من خلاف جنسه، و-بالكسر- مثله من جنسه، وقوله: معافر أي خذ مثل دينار بردًا من هذا الجنس، يقال: ثوب معافري منسوب إلى معافر بن مرة، ثم صار اسمًا بغير نسبة .

وعند مالك: على كل محتلم أربعة دنانير، أو أربعون درهمًا، وعند أحمد يفوّض إلى رأى الإمام. (رمز الحقائق والفتح والمستخلص)

(٤) قوله: `وتوضع الجزية على أهل الكتاب. . . إلخ ' لقوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعطُوا الْجزِيَةَ ﴾ الآية، ووضع رسول الله ﷺ الجزية على المجوس، رواه البخاري، كذا في ّ الهداية " وغيرها .

(٥) وهم قوم يعظمون النار ويعبدونها. (ع)

تُوضَعُ عَلَى عَبَدَة الأوثان مِن العَرَب، ولا عَلَى السمُرتَدّين (۱)، ولا جزية عَلَى امرأة، ولا صبي (۲)، ولا زَمِن (۳)، ولا عَلَى فقير غير مُعْتَمِل (۱)، ولا عَلَى الرُهبَان (۱) الذين لا يُخالطُونَ النّاس، ومَن أسلَمَ وعَلَيه جزينة "سقَطَت عَنه (۱)، وإن اجتَمَع عَلَيه الحَولان تَدَا خَلَت الجزيتَان (۱)، ولا يَجُوزُ إحدَاثُ بِيعَة (۱) ولا كنيسة (۱) في دَارِ الإسلام، وإذَا انهَدَ مَتِ البِيعُ والكَنائسُ القَديَةُ أعَادُوهَا (۱).

- (١) قوله: "ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب، ولا على المرتدين" لأن كفرهما قد تغلظ، أما مشركوا العرب فلأن النبي ﷺ نشأ بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجزة في حقهم أظهر، وأما المرتد فإنه كفر بعد ما هدى للإسلام، ووقف على محاسنه، فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقوبة؛ ولأنهم لا يقرون على الكفر بالرق، فلا يجوز إقرارهم عليه بالجزية. (الجوهرة)
  - (٢) لأن الجزية وجبت بدلا عن القتال أو القتل، وهما لا يقتلان ولا يقاتلان لعدم الأهلية.
    - (٣) لما سنا .
- (٤) قوله: "ولا على فقير غير معتمل" لأن عثمان رضى الله عنه لم يوظفها عليه، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولأن خراج الأرض لم توظف على أرض لا طاقة لها، فكذا خراج البدن. (رمز الحقائق والمستخلص والفتح)
  - (٥) إذا كانوا لا يقدرون على العمل. (ج)
  - (٦) قوله: "سقطت عنه" لأنها تجب على وجه العقوبة، فتسقط بالإسلام كالقتل. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "تداخلت الجزيتان" يعنى يدخل أحدهما في الأخرى، ويقتصر على جزية واحدة، وهذا عند أبى حنيفة؛ لأنه لما وجبت عليه الجزية في السنة الأولى ولم تؤخذ حتى دخلت السنة الأخرى، ووجبت جزية أخرى، اجتمع عليه عقوبتان من جنس واحد، فيجب الاقتصار على أحدهما كالحدود، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: تؤخذ منه؛ لأنها حق في مال، فلا تتداخلان كالديون والخراج والأجرة، وإن مات عند تمام السنة، تؤخذ منه في قولهم جميعًا، وكذا إن مات في بعض السنة، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٨) قوله: "ولا يجوز . . . إلخ" أى لا يحدث الكتابي بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام، لقوله عليه السلام: «لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة»، والمراد إحداثها، يقال : كنيسة اليهود والنصاري لمعبدهم، وكذلك البيعة إلا أنه غلب البيعة على معبد النصاري، والكنيسة على معبد اليهود، والدار شاملة للأمصار والقرى والفناء، وهو الصحيح المختار، كما في "الفتح" وغيره.
  - (٩) ولا صومعة ولا بيت نار.
- (١٠) قوله: "أعادوها" يعنى من غير زيادة على البناء الأول من الكنائس والبيع القديمة؛ لأنه جرى التوارث من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا بترك البيع والكنائس، وفيه إشارة إلى أنها لا تهدم القديمة مطلقًا، سواء في الأمصار أو في السوادي وعمل الناس على هذا، وذكر محمد في العشر والخراج أنها لا تهدم في أمصار المسلمين، وفي الإجارات لا تهدم فيها، وهو الأصح عند الحلواني، كما في قاضي خان، وهذا كله في دارنا

<sup>(</sup>٦) لجواز استرقاقهم. (ف)

ويُؤخذُ أهلُ الذِمّة بِالتَمَيّزِ عَن السمُسلِمِينَ (') فِي زَيّهِم ومَرَاكِبِهِم وسُرُوجِهِم وقَلانِسِهِم، ولا يَركَبُونَ الخَيلَ، ولا يَحمِلُونَ السيلاحَ ('')، ومَن امتَنَعَ مِن الجِزيَة، أو قَتَلَ مُسلِمًا، أو سَبّ النَبِيّ عَلَيهِ السلامُ، أو زَنَى بِمُسلِمَة لَم يَنتَقِض عَهدُ وُ ('')، ولا يَنتَقِضُ العَهدُ الابأن يَلحَقَ بِدَارِ الْجَرِب، أو يَغلِبُوا عَلَى مَوضِعٍ فَيُحَارِبُونَنَا ('')، وإذَا ارتَد ّالمُسلمُ عَن الإسلام ('')، عُرِضَ عَلَيهِ الإسلامُ أَن فَإِن كَانَت لَه شُبهَ تُكُشف لَه، ويُحبَسُ ثَلاثَة أيّام ('')، فإن أسلم ('') وإلا قُتِلَ ('^)، فإن قَتلَه قَاتِلٌ قَبلَ عَرضِ الإسلام عَلَيهِ، كُرِه لَه ذَلِكَ، ولا شَيءَ عَلَى القَاتِلِ ('').

الفتحية. وأما في الصلحية فتهدم في المواضع كلها في جميع الروايات، كما في التتمة، والمراد بالقديمة ما كانت قبل فتح الإمام بلدتهم ومصالحتهم على إقرارهم على بلدتهم وأراضيهم، والأولى أن لا يصالحهم عليه، كما في "البحر"، هذا في المعتبرات" -والله أعلم وعلمه أتم وأحكم -.

- (٤) لأنهم بذلك صاروا حربًا علينا، فلا فائدة في عدم النقض.
  - (٥) والعياذ بالله تعالى.
  - (٦) للتأمّل كما في خيار البيع.
    - (٧) فبها .

<sup>(</sup>١) قوله: "ويؤخذ" لأن عمر رضى الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن تأمروا أهل الذمة أن يختموا في رقابهم بالرصاص، وأن يظهروا مناطقهم وأن يحذفوا براذينهم، ولا يشبهوا بالمسلمين في أثوابهم، (الجوهرة).

<sup>(</sup>٢) لأن في ذلك توسعة عليهم، وقد أمرنا بالتضييق عليهم. (ج)

<sup>(</sup>٣) قوله: "لم ينتقض عهده" أي لم يخرج عن حكم الذمة؛ لأن الغاية التي ينتهي به القتال التزام الجزية وقبولها لا أداءها، والالتزام باق، وقال الشافعي رحمه الله: سبّ النبي على يكون نقضًا؛ لأنه لو كان مسلمًا ينقض إيانه، فكذا ينقض أمانه إذ عقد الذمة خلف عنه، ولنا أن سبّ االنبي يكي كفر منه، والكفر المقارن لا يمنعه، فالطاري لا يرفعه، كما في "الهداية". وهذا إنما هو إذا لم يعلن، أما إذا أعلن بشتمه واعتاده، فالحق أنه يقتل، لأن المرأة التي كانت تعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام قتلت، وهو مذهب الأثمة الثلاثة، وبه يفتي اليوم، وفي المؤيد زاده نقلا عن الشفا من شتم النبي عليه السلام فأرى الإمام أن يحرقه بالنار فله ذلك، كما في "مجمع الأنهر"، وفي "الدر المنتقى" قال العيني وابن الهمام: واختياري في السبّ أن يقتل، وبه أفتي الخير الرملي.

<sup>(</sup>٨) قوله: "وإلا قتل" لقوله عليه الصلاة والسلام: «من بدّل دينه فاقتلوه»، رواه البخاري، وأحمد: «ويلقي في حفرة كالكلب». (الطائي ورمز الحقائق)

<sup>(</sup>٩) لأن القتل مستحق عليه بكفره مبيح الدم، والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب. (ج)

وأمَّا المَراقُ إِذَا ارتَدَّت فَلا تُقتَلُ (۱) ولكن تُحبَسُ حَتَّى تُسلَم، ويَزُولُ مِلكُ الممُرتَدَّ عَن أمواله برِدِّته زَوالا (۲) مُراعَى (۳) فإن أسلَم عَادَت أملاكُه إلَى حَالها (٤) وإن مَات، أو قُتلَ عَلَى رِدِّته انتقَلَ مَا اكتَسبَه في حَال الإسلام إلَى وَرَثَته المُسلمينَ (٥) وكَانَ مَا اكتَسبَه في حَال رِدِّته في عَال الإسلام إلَى وَرَثَته المُسلمينَ مُ بلحاقه، عُتقَ مُدَبّرُوهُ في حَال رِدِّته في عَال الإسلام إلى وانتقَل مَا اكتسبَه في حَال الإسلام إلى وَرَثَته المُسلمينَ (١) وحَلّت الدُّيُونُ التي عَلَيه، وانتقَل مَا اكتَسبَه في حَال الإسلام إلى ورَثَته مِنَ المُسلمينَ (٨) وتُقضَى الدُّيُونُ التي لَزمَتهُ في حَال الإسلام (١) ممَّا اكتَسبَه في

وقوله: ولكن تحبس حتى تسلم؛ لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار مع القدرة على إيفاءه، فتحبس وتجبر على الأداء، كما في حقوق العباد، ولو قتلها قاتل لم يضمن شيئًا؛ لأن قيمة الدم بالإسلام، وقد زال لكنه يؤدّب على ذلك لارتكابه ما لا يحل. (المستخلص والفتح)

- (٢) لأنه بالردة زالت عصمة دمه، فكذا عصمة ماله.
  - (٣) أي موقوفًا .
- (3) قوله: "فإن أسلم عادت أملاكه إلى حالها" الفاء تفسيرية، والجملة تفسير لقوله زوالا مراعى، والمراد أنه بالردة يزول ملكه زوالا موقوفًا، فإن استمر حتى مات حقيقة، أو حكم بلحاقه استمر الزوال الثابت من وقت الردة، وإن عاد عاد إلى ملكه، وهذا عند أبى حنيفة، وعندهما لا يزول ملكه؛ لأنه مكلف محتاج، فإلى أن يقتل يبقى ملكه كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص، ولأبى حنيفة أنه حربي مقهور في الدنيا حتى يقتل، ولا قتل بدون الحرب تحقيقا أو تقديرًا، وكونه حربيا يوجب زوال ملكه، إلا أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه، ويرجى عوده إليه، فتوقفنا في أمره، فإن أسلم جعل العارض كأن لم يكن في حق هذا الحكم، وصار كأن لم يزل، فلم يعمل السبب، وإن مات أو قتل على ردته، أو لحق بدار الحرب، وحكم بلحاقه استقر كفره، فيعمل السبب عمله، وهو إزالة الملك. (المستخلص وفتح المعين)
- (٥) لأن ارتداده موت حكمًا، فكأنه وقت الارتداد مات، فالمال الذي كان في يده وقت الارتداد يجرى فيه أحكام الميت المسلم.
  - (٦) لأن ما حصل له بعد الردّة.
- (۷) قوله: "عتق مدبروه . . . إلخ" يعنى من الثلث وحلت الديون التي عليه ، وهذا قولهم جميعًا ، أما على أصل أبي حنيفة ، فإن زوال ملكه بالردة مراعي ، والحكم باللحاق بمنزلة موته ، ولو مات استقر زوال ملكه ، وعتق مدبروه وأمهات أو لاده ، وأما على أصلهما فإن ملكه لم يزل بالردة ، فإنما يزول بالموت ، أو باللحاق إذا حكم به ، فاتفق الجواب فيه ، وأما مكاتبه فيؤدى مال الكتابة إلى ورثته ، ويكون ولاءه للمرتد ، كما يكون ولاء ، للمولى الميت ، وإذا استقر زوال ملكه باللحاق ، حلت ديونه المؤجلة ، كما لو مات كذا في "الجوهرة النيرة" .

 <sup>(</sup>١) قوله: "فلا تقتل" هذا عندنا، وقال الشافعي: تقتل لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: «من بدّل دينه فاقتلوه»، وكلمة "من" يعم الرجال والنساء، وقد تحقق تبديل الدين منها، وبه قال مالك وأحمد.

ولنا أن النبي ﷺ نهى عن قتل النساء؛ ولأن المبيح للقتل كفر المحارب، والحرب معدوم في المرأة، فكما لا تقتل في الكفر الأصلى لا تقتل في الكفر الطارئ.

<sup>(</sup>٨) قوله: "وانتقل ما اكتسبه . . . إلخ" لأنه باللحاق صار من أهل دار الحرب، وهم أموات في حق ٠٠

حَالِ الإسلام، ومَا لَزِمَهُ مِنَ الدُّيُونِ فَى رِدّته يُقضَى مِمّا فِى حَال رِدّته، ومَا بَاعَه، أو اشتَراهُ، أو تَصَرّفَ فيه مِن أمواله فِى حَال رِدّته مَوقُوفٌ، فإن (۱) أَسْلَمَ صَحّت عُقُودُه، وإن مَات، أو قُتلَ، أو لَحقَ بدَ الحَرب، بَطَلَت (٢) . وإن عَادَ المُرتَدُّ بَعدَ الحُكم بِلحَاقِه إلَى دَارِ الإسلام مُسلمًا، فَمَا وَجَدَه فِى يَد وَرَثَته مِن مَاله بعَينه أَخَذَهُ (٢)، والمُرتَد والمَرتَد والله في مَالها في مَالها في حَال رِدتها جَازَتَصَر فُها (١) . ونصارى بَنى تَعلب (٥) و خَذُ مِن أموالهم ضعف مَا يُؤخذُ مِن المَسلمينَ مِن الزَكَاة، ويُؤخذُ مِن نساءهم، ولا يُؤخذُ مِن صبيانهم، ومَا جَبَاهُ (١) الإمامُ مِن المَسلم بانقطاع ولاية الالتزام، كما هي منقطعة عن الموتى، فصار كالموت إلا أنه لا يستقر حَاقه إلا بقضاء القاضى؛ لاحتمال العود إلينا، فلابد من القضاء . (الجوهرة)

(٩) قوله: "وتقضى المديون" هذه رواية زفر عن الإمام، وعنه أنه يبدأ بكسب الإسلام، فإن لم يف بذلك تقضى من كسب الردة، وعنه على عكسه، أى يبدأ بكسب الردة، وفي "القهستاني"، وهو الصحيح، فإن كسبه في حالة الإسلام حق الورثة بخلاف كسبها في حالة الردة، وهذا إذا ثبت الدين بغير الإقرار، وإلا فعن كسب الردة، كذا في "مجمع الأنهر".

(١) تفسير للموقوف.

(٢) قوله: بطلت هذا عند أبي حنيفة على أن الأصل عنده أن الردة تزيل الملك، أما عندهما فإنه يجوز ما صنع في الوجهين؛ لأن عندهما لا يزول ملكه عن ماله؛ لأن الردة في إباحة دمه لا في زوال ملكه كالمقضى عليه بالرجم والقود، ولأبي حنيفة أن المرتد زالت عصمة نفسه فكذا عصمة ماله؛ لأنها تابعة للنفس غير أنه لما كان مدعوا إلى الإسلام بالإجبار عليه، ويرجى عوده إليه لوقوفه على محاسنه توقفا في أمره.

واعلم أن تصرفات المرتدعلى أقسام نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق؛ لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية، وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة، ولا ملة له، وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة لأنها تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتدما لم يسلم، ومختلف في توقفه وهو ما عددناه -فاحفظ-. (رمز الحقائق وغيرها من شروح "الكنز")

(٣) قوله: "أخذه" لأن الوارث إنما يخلفه فيه لاستغناءه حيث دخل في دار الحرب، وإذا عاد مسلمًا احتاج إليه، فيقدم عليه، كذا في "الهداية"، وأما إذا باعه الوارث قبل الرجوع أو وهبه أو أعتقه فلا رجوع له فيه؛ لأن الملك زال عمن يملكه، فصار كملك الموهوب إذا زال فإنه يسقط حق الرجوع، كذلك هذا، كذا في "الجوهرة".

(٤) قوله: "جاز تصرفها" لأن ملكها لا يزول بردتها. (الجوهرة)

(٥) قوله: "ونصارى بنى تغلب . . . إلخ "وهم قوم من نصارى العرب بقرب الروم ، طلب عمر رضى الله عنه منهم الجزية ، فقالوا: نحن قوم لنا شوكة نأنف من ذل الجزية ، فإن أردت أن تأخذ منا الجزية فإنا نلحق بأعداءك بأرض الروم ، وإن أردت أن تأخذ منا ضعف ما تأخذه من المسلمين فلك ذلك ، فصالحهم عمر رضى الله عنه على بالمصدقة المضاعفة ، وقال لهم : هذه جزية فسموها ما شئتم ، وكان ذلك بحضرة الصحابة رضى الله عنه م ، فصار إجماعاً . (الجوهرة النيرة)

(٦) أي جمعه.

الخَرَاج، ومن أموَال بَني تَغلب (١)، ومَا أهدَاهُ أهلُ الحَرب إلَى الإمَام.

وَالجُزِيةُ يُصرَفُ فِي مَصَالِح المُسلمِينَ، فيُسَدَّ مِنهُ الثُغُّورُ (۱) وتُبنَى (۱) القَنَاطِرُ (۱) والجُسُورُ، ويُعطَى مِنهُ قُضَاةُ المُسلمِينَ وعُمَّالُهُم وعُلَمَاءُهُم مَا يَكفيهِم، ويُدفَعُ مِنهُ أَرزَاقُ المُقَاتَلَةِ وذَرَارِيهِم، وإذَا تَغَلَّبَ قَومٌ مَن المُسلِمِينَ عَلَى بَلَد (۱) وخَرَجُوا مِن طَاعَةِ الإمَام، المُقَاتَلَةِ وذَرَارِيهِم، وإذَا تَغَلَّبَ قَومٌ مَن المُسلِمِينَ عَلَى بَلَد (۱) وخَرَجُوا مِن طَاعَةِ الإمَام، وعَاهُم إلَى الجَمَاعَةِ (۱) وكَشَفَ عَن شُبهَتِهِم (۱) ولا يبَدَأَهُم بالقِتَالُ حَتّى يَبدَؤُوهُ (۱) فإن بَدَ وُوا قَاتَلَهُم (۱) ، حَتّى يُفَارِقَ جَمَاعَتَهُم (۱) وإن كَانَت لَهُم فِئَةٌ أَجْهَزَ (۱۱) عَلَى يبدَؤُوهُ عَلَى المُسلِمِينَ عَلَى المُعُولِ المُسلِمِينَ عَلَى المُعَامِينَ المُسلِمِينَ عَلَى المُعْرِقُ المُعْلَى الْمُعْرِقُ الْحُولِ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ ال

كتاب السير

<sup>(</sup>۱) نصاري.

<sup>(</sup>٢) الثغر: موضع المخافة ومكان دخول العدو منه. (ج)

<sup>(</sup>٣) وفائدة ذلك أنه لا يخمس، ولا يقسم بين الغانمين. (ج)

<sup>(</sup>٤) قوله: "القناطر" جمع القنطرة، والجسور جمع جسر، والفرق بينهما أن الأول لا يرفع والثانى يرفع، كذا في "مجمع الأنهر"، وقال العينى: الجسر أعم من القنطرة؛ لأنه قد يكون بالخشب، وقد يكون بالتراب، والقنطرة لا تكون إلا بالحجر -انتهى -. وفيه إشارة إلى أنه يصرف في بناء المساجد والبقعة عليها؛ لأنه من المصالح فيدخل فيه الصرف على إقامة شعائرها من وظائف الإمامة والأذان ونحوهما، وكفاية العلماء والمدرسين والمفتين والقضاة والعمال على الزكاة والعشر والمقاتلة وذراريهم.

<sup>(</sup>٥) هذا شروع في أحكام البغاة.

<sup>(</sup>٦) قوله: "دعاهم إلى العود إلى الجماعة . . . إلخ " لأن عليًا كرّم الله وجهه بعث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما إلى أهل حروراء فدعاهم إلى التوبة ، وناظرهم قبل قتالهم ؛ ولأنه ترجى توبتهم ولعل الشريندفع بالتذكرة ، وهو أهون فيبدأ به ، وهذا الدعوة ليست بواجبة ؛ لأنهم علموا لماذا يقاتلون ، وحروراء قرية بالكوفة كان بها اجتماع الخوارج بسبب تحكيم على رضى الله عنه أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه بينه وبين معاوية رضى الله عنه قائلين أن القتال واجب لقوله تعالى : ﴿فَقَاتِلُوا الّتِي تَبغي ﴾ وعلى ترك القتال بالتحكيم وهو كفر لقوله تعالى : ﴿وَهَا تِلُوا اللّهِ تَبغي ﴾ وعلى ابن عباس رضى الله عنهما لكشف شبهتهم ويدعوهم إلى العود إلى الجماعة ، فلما ذكروا شبهتهم قال ابن عباس : هذه الحادثة ليست بأولى من بيض حمام ، وفيه التحكيم كما قال الله تعالى : ﴿يحكُمُ ذُوا عَدلٍ مَنكُم ﴾ فكان يحكم موافقا للنص ، فألزمهم الحجة فتاب البعض وأصر آخرون . (رمز الحقائق والفتح)

<sup>(</sup>٧) قوله: "وكشف عن شبهتهم" يعنى يسألهم عن سبب خروجهم إن كان لأجل ظلم أزاله عنهم، وإن لم يكن خروجهم إن كان لأجل ظلم أزاله عنهم، وإن لم يكن خروجهم لذلك، ولكنهم قالوا: الحق معنا وادعوا الولاية فهم بغاة، وللسلطان أن يقاتلهم إذا كانت لهم شوكة وقوة، ويجب على الناس أن يعينوا السلطان ويقاتلونهم معه لقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الّتِي تَبغِي حَتّى تَفي، الى أمر الله به، والبغى هو الاستطالة والعدول عن الحق وعن ما عليه جماعة المسلمين، كذا في "الجوهرة النيرة".

<sup>(</sup>٨) قوله: "ولا يبدأهم بالقتال حتى يبدؤوه" هذا اختيار القدوري، وذكر الإمام خواهر زاده أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا؛ لأنه إذا انتظر حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع. (الجوهرة)

جَريحهِم (')، واتّبَعَ مُولِّيهِم، وإن لَم يَكُن لَهُم فِئَةٌ لَم يُجَهّز عَلَى جَرِيحِهِم، ولَم يَتبع مُولِّيهِم، ولا يُقسّم مُولِّيهِم، ولا يُقسّم لَهُم مَالُ (').

ولاَ بَأْسَ بِأَن يُقاتَلُوا بِسِلاحِهِم "إن احتَاجَ المُسلِمُونَ إلَيهِ، ويَحبِسُ الإَمَامُ أُموا لَهُم (٤) ولا يَرُدّهَا عَلَيهِم ، ولا يُقَسَّمُهَا حَتّى يَتُوبُوا فيَرُدّهَا عَلَيهِم .

وَمَا جَبَاهُ (٥) أهلُ البَغي مِنَ البِلادِ التي غَلَبُوا عَلَيهَا مِن (٢) اَلْخَرَاجِ والعُسْرِ لَم يَأْخُذَهُ (٧) الإَمَامُ تَانِيًا، فإن كَانُوا صَرَفُوهُ فِي حَقّهُ (١) أَجزَأُ مَن أُخِذَ مِنهُ (٩) ، وإن لَم يَكُونُوا صَرَفُوهُ فِي حَقّه، فعَلَى (١٠) أهله فِيمَا بَينَهُم وبَينَ الله تَعَالَى (١١) أَن يُعيدُ وا (٢١) ذَلكَ .

<sup>(</sup>٩) قوله: "فإن بدؤوا قاتلهم قال الله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حَتَّى تَفيُّءَ إلى أمرِ الله ﴾. (الجوهرة)

<sup>(</sup>١٠) وفي نسخة: حتى يفرق جمعهم.

<sup>(</sup>۱۱) أي تم قتله .

<sup>(</sup>١) قوله: "أجهز . . . إلخ" وهذا دفعًا لشرهم كيلا يلحقوا بهم والإجهاز الإسراع .

<sup>(</sup>٢) قبوله: "ولا تسبى لهم ذرية، ولا يقسم لهم مال" لقبول على رضى الله عنه: لا يقتل أسير، ولا يكشف ستر، ولا يؤخذ مال، وهو القدوة في هذا الباب، فقوله: لا يكشف لهم ستر معناه لا يسبى لهم نساء، وقوله في الأسير: تأويله إذا لم يكن لهم فئة، فإذا كانت لهم فئة يقتل الأسير إن شاء، وإن شاء حبسه، وإن رأى الإمام أن يخلى الأسير خلاه؛ لأن عليا رضى الله عنه كان إذا أخذ أسيرًا استحلفه أن لا يعين عليه وخلاه. (رمز الحقائق والجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>٣) قوله: "ولا بأس بأن يقاتلوا. . . إلخ "وقال الشافعي: لا يجوز، والكراع على هذا الخلاف، له أنه مال مسلم، فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه، ولنا أن عليا رضى الله عنه قسّم السلاح بين أصحابه بالبصرة، وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك، ولأن الإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة، ففي مال الباغي أولى، والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى، كذا في "الهداية".

 <sup>(</sup>٤) قوله: "ويحبس الإمام أموالهم. . . إلخ " لأن تملك أموالهم لا يجوز؛ لأنهم مسلمون، ودماءهم وأموالهم معصومة، إلا أنه يحبس دفعًا لشرورهم وقوتهم بقدر الممكن لإهلاكهم. (الفاتح)

<sup>(</sup>٥) أي جمعه .

<sup>(</sup>٦) بيان لـ ما ..

<sup>(</sup>٧) قوله: "لم يأخذه" لأن ولاية الأخذله باعتبار الحماية، ولم يحمهم، كذا في "الهداية".

<sup>(</sup>٨) أي في الجهة التي عينها الشارع.

<sup>(</sup>٩) لوصول الحق إلى مستحقه. (الفاتح)

<sup>(</sup>١٠) وفي نسخة: فأفتى.

<sup>(</sup>١١) قوله: "فيما بينهم وبين الله" لأن سقوط المطالبة قضاء لا يوجب سقوطها ديانة، كذا في "البناية".

<sup>(</sup>١٢) لأنه لم يصل إلى مستحقه.

#### كتابُ الحَظرو الإِبَاحَة (١)

## لا يَحِلُّ للرِجَالِ لَبسُ الحَرِيرِ(١)، ويَحِلَّ للنِسَاءِ، ولا بَأْسَ بِتَوَسُّدِهِ (١) عِندَ أَبى حَنِيفَةَ

(۱) قوله: "كتاب الحظر والإباحة" المناسبة بين هذا الكتاب وبين ما سبق أن المتقدم بيان الجهاد، ومنه تحصل الغنائم، ومنها ما يحل استعماله ومالا يحل، وهذا الحل وعدم الحل يجريان في غيرها أيضاً، فعين لبيانهما كتابًا مستقلا، ولقبه بالحظر والإباحة، وهو حسن؛ لأن الحظر المنع والإباحة الإطلاق، وفيه بيان ما أباحه الشرع وما منعه، ولقبه بعضهم بالاستحسان، لأن فيه بيان ما حسنه الشارع وقبحه، وبعضهم بكتاب الزهد والورع؛ لأن كثيراً من مسائله أطلقه الشرع، وتركه الورع والزهد، وبعضهم بالكراهة كصاحب الهداية؛ لأن بيان المكروه أهم بوجوب الاحتراز عنه، وتكلموا في معنى المكروه، فالمروى عن محمد أن كل مكروه حرام إلا أنه ما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام، وعند أبى حنيفة وأبى يوسف أنه إلى الحرام أقرب، ثم المحظور ههنا عبارة عن ما منع من استعماله شرعًا، وهو ضد المباح، والمباح خير المكلف بين فعله وتركه من غير استحقاق ثواب، ولا عقاب -فتدبر -. (من "الجوهرة" وغيرها)

(٢) قوله: "لا يحل للرجال لبس الحرير بحائل بينه وبين بدنه على المذهب، كما في "التنوير"؛ لأن النبي عن لبس الحرير والديباج، وقال: إنما يلبسه من لا خلاق له أي لا نصيب له في الآخرة.

ولم يفرق بين الحائل وغيره، ويحل للنساء، إنما أجازه للنساء لحديث آخر، وهو ما رواه عدة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم، منهم على رضى الله تعالى عنه أن النبي على خرج وبإحدى يديه حرير، وبالأخرى ذهب، وقال: هذان حرامان على ذكور أمتى، حلال لإنائهم، ويروى حل لإنائهم، إلا أن القليل عفو، وهو مقدار أربع أصابع، كما هى فى العرض دون الطول، ذكره القهستانى وغيره، وزاد البرجندى عن "القنية": لا أصابع السلف، وهى قدر أصابع عمر رضى الله عنه. وقال فى "التنوير": مضمومة، وقيل: منشورة، ثم ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق، ولو فى عمامة، كما بسط فى "القنية"، وذلك كالعلم؛ لأن الناس يلبسون الثياب، وعليها الأعلام والطراز فى تيك الأعضاء من غير نكير، وإن كان أكثر من الأربع فهو مكروه، وقد روى أن النبي على السلام لبس فروة أطرافها من الديباج، وكان المعنى فى ذلك أنه تبع، كما فى "السراج"، وفى "السير الكبير": أن العلم حلال مطلقًا صغيرًا كان أو كبيرًا –انتهى -.

هذا مخالف لما وقع في كثير من "المعتبرات" من التقييد بثلاث أصابع أو أربع، وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلى بذلك من الأشراف والعظماء، وكذلك إذا كان في طرف القلنسوة لا بأس به إذا كان قدر أربع أصابع، أو دونها في ظاهر المذهب، كما في "القنية". وعن محمد: أنه قال: لا ينبغى ذلك في القلنسوة، وإن كان أقل من أربع أصابع، وفي "المجتبى": وإنما رخص الإمام في العلم في عرض الثوب، قلت: وهذا يدل على أن القليل في طوله يكره، وبه جزم مولى خسرو، ولكن إطلاق الهداية وكثير من المعتبرات مخالف، وفي "القنية" نقلا عن برهان صاحب "المحيط": أن عند الإمام لا يكره لبس الحرير إذا لم يتصل بجلده حتى لو لبسه فوق قميص من غزل أو نحوه لا يكره عنده، فكيف ألبسه فوق قباء، أو شيء آخر محشو"، أوكانت جبة من حرير بطانتها ليست بحرير، وقد لبسها فوق قميص غزل، قال رضى الله عنه: وفي هذا رخصة عظيمة في موضع عم به البلوي، ولكن طلبت هذا القول عن الإمام في كثير من الكتب، فلم أجد سوى هذا.

ثم قال نقلا عن الحلواني: قال: ومن الناس من يقول: إنما يكره لبس الحرير إذا كان يمس الجلد، وما لا فلا، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أنه كان عليه جبة من حرير، فقيل له: في ذلك، فقال: أما ترى إلى ما يلى الجسد، وكان تحته ثوب من قطن، ثم قال: إلا أن الصحيح ما ذكرنا أن الكل حرام -فتدبر-.

رَحِمَهُ اللهُ. وقَالا رَحِمَهُ مَا اللهُ تَعَالَى: يُكرَهُ تَوَسَّدُه ولا بَأْسَ بِلَبسِ الحَرِيرِ والديبَاجِ في الحَربِ عندَهُ مَا اللهُ تَعَالَى، ويكرَهُ عندَ أبى حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، ولا بَأْسَ بلَبسِ المُلحَمِ "، إذَا كَانَ سَدَاهُ إبرِيسَمًا، ولُحمَتُه قُطنًا، أو خَزًا، ولا يَجُوزُ للرَجُلِ التَحَلّى ") بالذَهبِ والفِضّة (") ولا بَأْسَ بالخَاتَم والمُنطَقَة (") وحليَة السَيف من الفضّة (").

(٣) قوله: "ولا بأس بتوسده" تحت رأسه وجنبه وافتراشه والنوم عليه، وكذا تعليق الحرير والأستار على الجدار والأبواب عند أبي حنيفة ؛ لما روى أنه عليه السلام جلس على مرفقة حرير، والمرفقة وسادة الاتكاء، وقدكان على بساط عبد الله بن عباس رضى الله عنهما مرفقة حرير.

وروى أن أنسًا رضى الله عنه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير ؟ ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام، فكذا القليل من اللبس والاستعمال، وقالا: يكره توسده ؟ لأنه من زيّ الجبابرة والأكاسرة، والتشبه بهم حرام، قال عمر رضى الله عنه: إياكم وزيّ الأعاجم، وبقولهما أخذ أكثر المشايخ، كما في القهستاني عن الكرماني، وهو الصحيح، كما في البرهان، قلنا: النهى ورد في اللس، وهذا دونه، فلا يلحق به، وعليه المتون والشروح، فليحفظ، وفيه إشارة إلى أنه الاستناد إلى وسادة من ديباج، وهو منقش من الحرير، وكذا وضع مُلاءة الحرير على سرير الصبى، وكذا الجلوس على بساط الحرير والصلاة على سجادة من إبريسم ؟ لأن الحرام هو اللبس أما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام، كما في صلاة "الجواهر" وغيره، وأقره القهستاني وغيره، ثم هذا الخلاف على قول القدوري وصاحب المنظومة والمجمع.

وذكر في "الجامع الصغير": الخلاف بين الإمام ومحمد، وذكر أبوالليث أن أبا يوسف مع الإمام، وهكسذا في الخجندي، ولو جعله ستراً، ذكره في "العيون": أنه لا يكره بالإجماع، وفي "الهداية": على الاختلاف -والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب-. (من "الجوهرة النيرة" وغيرها)

(۱) قوله: "ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب. . . إلخ "اعلم أن لبس الحرير والديباج يكره في الحرب عند أبي حنيفة إذا كان مصمتًا؛ لأن النبي عليه السلام نهى الرجال عن لبسه ولم يفصل، ولأنه يمكن أن يقوم غيره مقامه في الحرب، فلا تدعو الحاجة إليه، وعندهما: لا يكره؛ لأن فيه ضرورة، فإن الخالص منه أدفع لمضرة السلاح، وأهيب في عين العدو، قلنا الضرورة تندفع بالمخلوط، وهو الذي لحمته حرير وسداه غير حرير، والمخلوط لا يكره لبسه إجماعًا، ذكره الحجندي. (الجوهرة)

(۲) قوله: "ولا بأس بلبس الملحم. . . إلخ" لأن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يلبسون الخز، والخز مسدى بالحرير؛ ولأن الثوب إنما يصير ثوبًا بالنسج، والنسج باللحمة، فكانت هى المعتبرة دون السدى، وقال أبويوسف: أكره ثوب القزيكون بين الفرو والظهارة، ولا أرى محشوا لقز بأسا؛ لأن الثوب ملبوس، والحشو غير ملبوس، كذا في "الهداية".

(٣) قوله: "ولا يجوز [ما رويناه] للرجل التحلي بالذهب. . . إلخ" لما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب، وقال: هذان حرامان على ذكور أمتى حلالان لإناثهم، ويروى حل لإناثهم، كما في "الدرر". (فتح الله المعين)

<sup>(</sup>٤) وكذا اللؤلؤ لأنه حل للنساء. (ج)

<sup>(</sup>٥) كمر بند.

# ويَجُوزُ للنساء التَحَلّى بالذَهَب والفضّة (١) ويُكرَهُ أَن يُلبِسَ الصبِيّ الذَهَبَ والخَمِبُ ويُحرَهُ أَن يُلبِسَ الصبِيّ الذَهَبَ والخَريرَ (٢) ولا يَجُوزُ الأكلُ والشُربُ (٣)، والادّهَانُ والتَطَيّبُ في آنيَة الذَهَبُ والفضّة

(٦) قوله: "من الفضة" لا غير، أما الذهب فلا يجوز للرجال التختم به، ثم الخاتم من الفضة إغا يباح للرجل إذا ضرب على صفة ما يلبسه الرجال، أما إذا كان على صفة خواتم النساء فمكروه.

قال في "الذخيرة": وينبغى أن يكون قدر فضة الخاتم مثقالا، ولا يزاد عليه، وقيل: لا يبلغ به المثقال، ولو التخذ خاتماً من فضة وفصه من عقيق أو ياقوت أو زبر جد أو فيروزج نقش عليه اسمه، أو اسما من آسماء الله تعالى لا بأس به، لكن يجعله في كمه أو كليتيه إذا دخل الخلاء أو استنجى، ولا يتختم إلا بالفضة، كما في "الجامع الصغير"، وهذا نص على أن التختم بالصفر والحجر حرام، وقد روى أن النبي رفي أن التختم بالصفر والحجر حرام، وقد روى أن النبي وهذا نص على أرى على حليت حلية من صفر، فقال: ما لى أجد منك رائحة الأصنام، ورأى على آخر خاتمًا من حديد فقال: ما لى أرى عليك حلية أهل النار. وفي الخجندى: التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء؛ لأنه زى أهل النار، وأما العقيق ففي التختم به اختلاف المشايخ، وصحح في الوجيز أنه لا يجوز.

وقال قاضى خان: الصحيح أنه يجوز، وبه قال السرخسى رحمه الله، قلت: وكيف لا، فإنه عليه السلام كان يتختم بالعقيق، وقال: تختموا بالعقيق فإنه مبارك، ويستحب أن يجعل فص الخاتم إلى باطن كفه بخلاف النساء؛ لأنه تزين في حقهن، كذا في "الجوهرة" وغيرها، وإنما يتختم القاضى والسلطان لحاجتهما إلى الختم، وأما غيرهما وإن كان في معناهما، وهو من كان مدار المهام بيته في المعاملات، ولا بدله منها، فالأفضل له تركه؛ لأن الختام في المعاملات لا يتوقف على لبس الخاتم، كما ورد في الحديث أن ابن عمر كان يختم به، ولا يلبسه، كما صرّح به مولانا الشيخ محمد المحدث التهانوي رحمه الله في حاشيته على "سنن النسائي"، وهكذا رأيناه في المسوطات الفقهية.

وينبغي أن يتختم في خنصره اليسرى لا في اليمنى؛ لأنه شعار الروافض، فيجب التحرز عنه، كذا نقله البرجندي في "البرهان عن كشف البزدوي"، وأما قوله عليه السلام: «اجعلها في يمينك»، فكان في الابتداء، ثم صار شعار الرفضة، كذا في "الخلاصة" فافهم.

وقوله: من الفضة قيد للكل من الخاتم والمنطقة وحلية السيف، أما الخاتم فمر بيانه، وأما المنطقة وحلية السيف فإنهما لا يكرهان بالإجماع، كذا في "الجوهرة النيّرة".

قال ابن سيد الناس: إن النبي على كان له منطقة من أديم مثبور، أى مقشور ثلث حلقها وأبزيمها وطرفها فضة، وإبزيم الذي في رأس المنطقة ونحوها، كذا في "شرح النقاية" لعلى القارى، وفي "رد المحتار" عامة عباراتهم مطلقة لكن في "القنية": لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها فضة، ولا بأس إذا كان قليلا، وإلا فلا.

وفى الظهيرية ": وعن أبى يوسف رحمه الله: لا بأس بأن يجعل في أطراف سيور اللجام، والمنطقة الفضة، ويكره أن يجعل جميعه أو عامته الفضة - فتأمل - والشرط في حلية السيف أن لا يضع بده على موضع الفضة، كذا في "رد المحتار".

(١) قوله: "ويجوز للنساء التحلى . . . إلخ " إنما قيّد بالتحلي لأنهن في استعمال آنية الذهب والفضة والأكل فيها، والادّهان منها كالرجال، كذا في " الجوهرة النيّرة " .

(٢) قوله: "ويكره أن يلبس الصبى [لأنه من ذكور الأمة]. . . إلخ" لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور، وحرم اللبس حرم الإلباس كالخمر لما حرم شربه حرم سقيه، ولهذا قال الخجندى: إن الإثم كان على من ألبسه ذلك، كذا في "الجوهرة النيرة".

للرجَال والنسَاء (١).

ولا بَأْسَ (٢) باستعمَالِ آنِيةِ الزُّجَاجِ (٢) والرَّصَاصِ (٤) والبِلّورِ والعَقِيقِ، ويَجُوزُ الشُّربُ فِي الإِنَاءِ السَّمُ فَضَّضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُّ تَعَالَى (٥) ، والرُّكُوبُ عَلَى السُرجِ السمُ فَضَّضِ، ويُكرَهُ التَّعشِيرُ (٢) فِي السَّمِعَ السُّرجِ السمُ فَضَّضِ، ويُكرَهُ التَّعشِيرُ (٢) فِي السمُصحَفِ والنُّقَط (٧) ، وزَخرَفَتِه (٩) بَمَاءِ الذَهبِ (١٠) ، والنُقط (٧) ، وزَخرَفَتِه (٩) بَمَاءِ الذَهبِ (١٠) ،

(٣) قوله: "ولا يجوز الأكل والشرب... إلخ" لأن النبي عن ذلك، وكذا لا يجوز بملعقة الذهب والفضة بميل الذهب والفضة، وكذلك المكحلة والمحبرة والمرآة وغير ذلك، وأما الآنية من غير الذهب والفضة فلا بأس بالأكل والشرب فيها، والادهان والتطيب منها والانتفاع بها للرجال والنساء كالحديد والصفر والنحاس والرصاص والخشب والطين، كذا في "الجوهرة النيّرة".

- (١) قوله: "للرجال والنساء؛ لما روى عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في أصحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، رواه البخاري ومسلم، فإذا ثبت ذلك في الأكل والشرب فكذا في الطيب وغيره؛ لأنه مثله في الاستعمال، ويستوى فيه الرجال والنساء لإطلاق الحديث، كذا في العيني.
- (۲) قوله: "ولا بأس . . . إلخ" وقال الشافعي: يكره؛ لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به،
   قلنا: ليس كذلك لأنه ما كان من عادتهم التفاخر بغير الذهب والفضة، كذا في "الهداية" .
  - (٣) شيشه.
  - (٤) ارزيز .
- (٥) قوله: "ويجوز الشرب في الأناء المفضض -أى المزوّق بفضة- عند أبي حنيفة. . . إلخ "هذا إذا كان يتقى موضع الفضة، أى يتقى موضع الفم، وقيل موضع الفم وموضع اليد أيضًا في الأخذ، وفي السرير والسرج موضع الجلوس.

وقال أبو يوسف: يكره ذلك، وقول محمد يروى مع أبى حنيفة، ويروى مع أبى يوسف، وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسى المضبب بهما، وروى أن هذه المسألة وقعت في مجلس أبى جعفر الدوانقي وأبو حنيفة وأئمة عصره حاضرون، فقالت الأئمة: يكره، وأبو حنيفة ساكت، فقيل له: ما تقول، فقال: إن وضع فاه في موضع الفضة يكره، وإلا فلا، فقيل له: من أين ذلك، فقال: أرأيت لو كان في إصبعه خاتم فضة فشرب من كفه أيكره ذلك؟ فوقف الكل وتعجب أبوجعفر من جوابه، كذا في الزيلعي.

- (٦) قوله: "ويكره التعشير" لأنه روى عن عبدالله بن مسعود كراهة ذلك، وقال: جردوا، ولأنه غير القرآن، فكره أن يجعل في المصحف، كذا في "شرح الأقطع". والتعشير: هو التعليم والفصل بين كل عشر آيات علامة، يقال: إن في القرآن ستمائة وثلاثًا وعشرين عاشرة، كذا في "الجوهرة".
- (٧) قوله: "النقط" إنما كان النقط مكروهًا فيما تقدم لأنهم كانوا عربًا صريحًا لا يعتريهم اللحن والتصحيف، وأما الآن فقد اختلطت العجم بالعرب، فالنقط والشكل مستحب بأن ترك ذلك إخلال بالحفظ وهجران القرآن -فافهم-كذا في "الجوهرة النيّرة".

ويُكرَهُ استخدامُ الخصيان (١) ولا بَأسَ بِخصاءِ البَهائِم، وإنزَاءِ الحَمير عَلَى الخَيلِ (٢) ويَجُوزُ أن يُقبَلُ فِي الهَمْعَامَلاتِ قُولُ الفَاسِقِ (٥) أن يُقبَلُ فِي الهُمْعَامَلاتِ قُولُ الفَاسِقِ (٥) ولا يُقبَلُ فِي الهُمْعَامَلاتِ قُولُ الفَاسِقِ (١) ولا يُقبَلُ فِي الهُمُعَامَلاتِ قُولُ الفَاسِقِ (١) ولا يُقبَلُ فِي الهُمَّارِ الدِيَانَاتِ إلا قُولُ العَدل (١) ولا يَجُوزُ أن يَنظَر الرَجُلُ مِن الأجنبِيَّةِ إلا إلى وَجهِهَا وكَفِيمَا (٧) فإن كَانَ لا يَأْمَنُ مِن الشَهوةِ لَم يَنظُر إلَى وَجهِهَا إلا لَحَاجَة (٨).

- (٩) آرائش.
- (١٠) قوله: "بماء الذهب" أو الفضة، فإن قيل: تزين المسجد من أشراط الساعة، قلنا: إذا لم يصل فيه بعد التزين يكون من أشراط الساعة، أما إذا صلى فيه بعد التزين لا يضره. (الفاتح)
- (١)قوله: ويكره . . . إلخ " لأن الرغبة في استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع، وهو مثلة محرمة في الدين، كذا في "الهداية" و "الجوهرة" .
- (۲) قوله: "ولا بأس بخصاء [وفي بعض النسخة: خصاء، وفي بعضها: بخضي] البهائم، وإنزاء الحمير على الخيل" لأن في الأول منفعة البهيمة والناس، فإن فيه سمنها ويطيب به لحمها، وقد روى أن النبي على المحتى بكبشين أملحين موجوئين، وهما المرضوض خصاهما، والثاني: أي إنزاء الحمير على البغال فقد صح أن النبي عليه السلام ركب البغلة، أخرجه البخاري ومسلم في الجهاد، فلو كان هذا الفعل حرامًا لما ركبها لما فيه من فتح بابه.
- (٣) قوله: "ويجوز أن يقبل . . . إلخ" وهذا إذا غلب على رأيه صدقهم، أما إذا لم يغلب على ظنه ذلك لم يسعه قبوله منهم، كذا في " الجوهرة النيرة" .
  - (٤) استحسانًا.
- (٥) قوله: "ويقبل في المعاملات قول الفاسق" وهي مثل الوكالات والمضاربات والإذن في التجارات، وهذا إذا غلب على الرأى صدقه، أما إذا غلب عليه كذبه فلا يعمل عليه، وأصله أن المعاملات يقبل فيها خبر كل مميز حرّا كان أو عبدًا، مسلمًا كان أو كافرًا، كبيرًا كان أو صغيرًا، لعموم الضرورة، فإن الإنسان قلّما يجد مستجمعًا لشرائط العدالة ليعامله ويستخدمه ويبعثه إلى وكلاءه، ونحو ذلك، ولا دليل مع السامع سوى الخبر. (رمز الحقائق والجوهرة وغيرهما)
- (٦) قوله: "ولا يقبل في أخبار الديانات إلا قول العدل" سواء كان حرّاً أو عبداً أو أمة ، ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء حتى إذا أخبره مسلم مرضى بنجاسة الماء لم يتوضأ به ، وإن كان المخبر فاسقًا تحرّى ، فإن كان أكثر رأيه أنه صادق يتيمم ، ولا يتوضأ به ، وإن أراق الماء وتيمم كان أحوط ، وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضأ به ولا يتيمم ، وهذا جواب الحكم ، أما في الاحتياط يتيمم بعد الوضوء . (الجوهرة مع الاختصار)
- (٧) قوله: "إلا إلى وجهها وكفيها" لقوله تعالى: ﴿وَلا يُبدينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنهَا﴾ أي إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره، قال على وابن عباس: ما ظهر منها الكحل والخاتم، يعنى موضع الزينة وهو العين،

<sup>(</sup>٨) قوله: "ولا بأس بتحلية المصحف. . . إلخ" لأن المقصود بذلك التعظيم والتشريف، ويكره فعل ذلك على طريق الرياء وزينة الدنيا، وفي الخجندي: لا بأس به إذا كان من غلة المسجد، أما إذا كان من غلة المسجد لم يجز، ويضمن المتولى لذلك. (الجوهرة)

ويَجُوزُ للقَاضِي إِذَا أَرَادَ أَن يَحكُم عَلَيهَا، وللشَاهِد إِذَا أَرَادَ الشَهَادَةَ عَلَيهَا النَظَرُ إِلَى وَجِهِهَا وإِن خَافَ (١) أَن يَشتَهِى، ويَجُوزُ للطَبِيبِ أَن يَنظُرَ إِلَى مَوضِعِ المَرضِ مِنهَا (٢)، ويَنظُرُ الرَجُلُ مِن الرَجُلُ فِي جَمِيع بَدَنِه (٣) إلا مَا بَينَ سُرِّتِه إِلَى رُكبَتِه (٤)، ويَجُوزُ للمَر أَةِ أَن تَنظُرَ مِن الرَجُلُ فِي جَمِيع بَدَنِه (٥)، وتَنظُرُ المَرأةُ مِن المَرأةَ إِلَى مَا يَخُوزُ للرَجُلُ أَن يَنظُرُ الرَجُلُ أَن يَنظُرُ الرَجُلُ أَن يَنظُرُ الرَجُلُ أَن يَنظُرُ الرَجُلُ أَن مَن الرَجُلُ (١٠)، ويَنظُرُ الرَجُلُ أَل مَن الرَجُلُ (١٠)، ويَنظُرُ الرَجُلُ مِن أَمَتِه التِي تَحِلُّ لَه وزَوجَتِه إِلَى فَرَجِهَا (٧)، ويَنظُرُ الرَجُلُ الرَاجُلُ الرَحِلُ الرَجُلُ الرَاسُ المَا اللَّهُ الرَاسُ الْمَاسُونَ الرَاسُ الْمُرا الرَجُلُ الرَاسُ الْمَاسُلُ الرَاسُ الْمَاسُونِ الرَّاسُ الرَجُلُ الرَّرُ الرَاسُ الْمَاسُونِ الرَّاسُ الرَّاسُ الْمُ الرَّاسُ الرَّاسُ المَاسُونُ الرَاسُ الْمُ الرَّاسُ الرَّاسُ الْمَاسُونَ الرَاسُ الْمُ الرَّاسُ المَرْاسُ الرَّاسُ الْمَاسُلُونُ الرَّاسُ الرَاسُ المَاسُلُونُ الرَاسُ الْمَرَاسُ الرَاسُ الرَاس

وموضع الخاتم وهو الإصبع، وهذا بإطلاق اسم الحال على المحل، والمراد بالعين الوجه، وبالإصبع اليد، وهو من إطلاق اسم المجاتم البعض على الكل؛ ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاء وغير ذلك. قال في "الهداية": وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها، وعن أبى حنيفة أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة؛ لأنها يحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا يجد الخف في كل وقت، كما ذكره في الكافى، وعن أبى يوسف: أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضاً؛ لأنه قد يبدونها عادة، كما في الخبز والطبخ وغسل الثياب، كذا في "الكفاية".

- (٨) قوله: "لم ينظر . . . إلخ لقوله عليه السلام: «من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية صبّ في عينيه الآنك يوم القيامة»، الآنك هو الرصاص، وقوله إلا لحاجة هو أن يريد الشهادة عليها، فيجوز النظر إلى وجهها وإن خاف الشهوة؛ لأنه مضطر إليه في إقامة الشهادة . (الجوهرة)
- (۱) قوله: "وإن خاف أن يشتهى" للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة، ولكن ينبغى أن يقصد به أداء الشهادة والحكم عليها، لا قضاء الشهوة، وأما النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهى قيل يباح، كما في حالة الأداء، والأصح أنه لا يباح؛ لأنه يوجد من لا يشتهى، فلا ضرورة، ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وإن علم أنه يشتهى، لأن المقصود إقامة السنة لا قضاء الشهوة. (الجوهرة)
- (٢) قوله: "ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها" للضرورة، ولكن يستر كل عضو منها سوى موضع المرض، ثم ينظر ويغض بصره عن غير موضع المرض ما استطاع، وينبغى له أن يعلم امرأة إن أمكن؛ لأن نظر الجنس أخف، وإلا ينظر على الوجه الذي ذكرناه، رمز الحقائق.
- (٣) قوله: "وينظر الرجل من الرجل. . . إلخ" لقوله عليه الصلاة والسلام لعلى رضي الله عنه: لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت . وما يباح النظر إليه للرجل من الرجل يباح المس. (الجوهرة)
  - (٤) لأن العورة منه إلى ذلك، كما مرّ في كتاب الصلاة. (الفاتح)
- (٥) قوله: "ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر إليه الرجل" وذكر في الأصل أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه؛ لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ. (الجوهرة النيرة)
  - (٦) لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبًا. (ج)
- (۷) قوله: "وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها" سواء كان بشهوة أو بغيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: «غض بصرك إلا عن زوجتك وأمتك»، والمراد بالأمة التي يحل وطءها، وأما إذا كانت لا تحل كالأمة المجوسية، أو أخته رضاعًا، أو أم امرأته وأمثالها، فلا يحل النظر إلى فرجها، والأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه؛ لحديث عائشة رضى الله عنها، ولأنه يورث النسيان، وكان ابن

من ذَوَات مَحَارِمه (۱) إلى الوَجه والرَأس والصَدرِ والسَاقينِ والعَضُدَينِ، ولا يَنظُرُ إلَى طَهرِهَا وبَطنهَا (۱) وَفَخِذِهَا . ولا بَأْسَ بأن يَمُسّ (۱) مَا جَازَله أن يَنظُرَ إلَيه مِنهَا، ويَنظُرُ الرَجُلُ مَن مَملُوكَة غَيرِه إلَى مَا يَجُوزُله أن يَنظُرَ إلَيه مِن ذَوَاتِ مَحَارِمِه (۱) ، ولا بَأْسَ بأن يَمُس ذَلك (۱) إذَا أَرَادَ الشراء، وإن خَافَ أن يَشتَهى .

# والْحَصِيّ فِي النَظَرِ إِلَى أَجنَبِيّةٍ كَالفَحلِ(٢)، ولا يَجُوزُ لِلمَملُوكِ أَن يَنظُرَ مِن سَيّدَتِه (٧)

عمر رضى الله عنه يقول: الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع؛ لأنه أبلغ في تحصيل معنى اللذة. (رمز الحقائق وتكملة بحر الرائق)

- (١) قوله: "من ذوات محارمه" والمحارم من لا يجوز مناكحتهن على التأبيد بنسب أو سبب، مثل الرضاع والمصاهرة، سواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح في الأصح، كذا في "الهداية"، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَلا يُبدينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ الآية، ولم يرد به نفس الزينة، لأن النظر إلى عين الزينة مباح مطلقا، ولكن المراد موضع الزينة، كذا في "رمز الحقائق".
- (٢) قوله: "ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها؛ لأنهما يحلان محل الفرج بدليل أنه إذا شبه امرأته بظهر أمه، كان مظاهرًا، فلو لا أن النظر إليه حرام لما وقع التحريم بالتشبيه، ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت علي كرأس أمى، لم يقع به التحريم، وإذا ثبت لهذا تحريم النظر إلى الظهر فالبطن أولى؛ لأن البطن يشتهى ما لا يشتهى الظهر، فكان أولى بالتحريم، وهكذا حال الفخذ، كما في "الجوهرة النيرة".
- (٣) قوله: "ولا بأس بأن يمس... إلخ" لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة، وقلة الشهوة للمحرمية، بخلاف وجه الأجنبية وكفها حيث لا يباح المس وإن أبيح النظر؛ لأن الشهوة متكاملة إلا إذا كان يخاف عليها، أو على نفسه الشهوة، فحينئذ لا ينظر ولا يمس، لقوله عليه السلام: العينان تزنيان، وزناهما النظر، واليدان تزنيان، وزناهما البطش، وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ فيجتنب، كذا في "الهداية".
- (٤) قوله: "وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز . . . إلخ" لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه، وهي في ثياب مهنتها، فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق محارم الأقارب، وكان عمر رضى الله عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة، وقال: ألق عنك الخماريا دفار، أتتشبهين بالحرائر، وهو أي ما يجوز النظر إليه من ذوات محارمه شعرها وصدرها وعضدها وثديها وقدمها وساقها. (رمز الحقائق وغيره)
- (٥) قوله: "ولا بأس بأن يمس ذلك . . . إلخ " يعنى ما سوى البطن والظهر مما يجوز له النظر إليه منها ، وفي "الهداية" قال مشايخنا: يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهى لأجل الضرورة ، ولا يباح المس إذا اشتهى ، أو كان أكبر رأيه ذلك ؛ لأنه نوع استمتاع . (الجوهرة النيرة)
- (٦) قوله: "والخصى في النظر إلى أجنبية كالفحل" لقوله عائشة رضى الله عنها: الخصاء مثلة، فلا يبيح ما كان حرامًا قبله، ولأنه فحل يجامع، وكذلك المجبوب لأنه يسحق وينزل، وكذا المخنّث، لأنه رجل فاسق. (الجوهرة)
- (٧) قوله: "ولا يجوز للمملوك [لأنه فحل غير محرم، ولا زوج، والشهوة متحققة لجواز النكاح في

إلا إلى مَا يَجُوزُ للأجنبِيّ النَظَرُ إلَيهِ مِنهَا، ويَعزِلُ عَن أَمَتِه بغَيرِ إذْ نِهَا (١)، ولا يَعزِلُ عَن زَوجَتِه إلا إلى مَا يَجُوزُ للأجنبِيّ النَظَرُ إلَيهِ مِنهَا، ويَعزِلُ عَن أَمَتِه بغَيرِ إذْ نِهَا (١) .

ويُكرَهُ الاحتِكَارُ فِي أَقْوَاتِ الآدَمِيِّينَ والبَهَائِمِ"، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي بَلَد يَضُرَّ الاحتِكَار بأهله، ومَن احتَكَرَ غَلَّهَ ضَيعَته (أ)، أو مَا جَلَبَهُ مِن بَلَدٍ آخَرَ، فليسَ بُحتَكِرٍ (6)، ولا يَنبَغِي للسُلطَانِ أَن يُسَعَّرَ عَلَى النَاس (1).

الجملة. (ج)]. . . إلخ" قال الإمام مالك والشافعي: نظره إليها كنظر الرجل إلى محارمه؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم﴾ ولنا أنه فحل غير محرم، ولا زوج، والشهوة متحققة، والحاجة قاصرة؛ لأنه يعمل خارج البيت، والآية واردة في الإماء.

قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن رحمهم الله: لا يغرنكم سورة النور، فإنها واردة في الإناث لا في الذكور، ولهذا لا يجوز لها أن تسافر معه؛ لأنه أجنبي عنها، كذا في "تكملة بحر الرائق"، قال في الطائي: فلا ينظر إلى وجهها وكفيها، لكن يدخل عليها بلا إذنها إجماعًا، ولا يسافر بها إجماعًا -انتهى-.

- (١) قوله: "ويعزل عن أمته بغير إذنها [لأن الأمة لا حقّ لها في الوطء على مولاها. (ج)]" يعنى لو وطئ أمته، فله إذا أراد الإنزال بأن ينزل خارج فرجها بغير إذنها، لقوله عليه الصلاة والسلام لمولى أمة: «اعزل عنها إن شئت»، ولأنها لا حق لها في الوطء. (ملتقط من الشروح)
- (٢) قوله: "إلا بإذنها" لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن العزل عن الحرة، لأن لها حقًا في الوطء حتى
   كان لها المطالبة به قضاءً لشهوتها وتحصيلا للولد، ولذا تخير في الجب والعنّة.

قال في "الجوهرة": هذا إذا كانت حرة، أما إذا كانت أمة فالإذن في ذلك إلى مولاها عندهما، وقال أبويوسف: إلى الأمة؛ لأن الاستمتاع بالوطء يحصل لها، والعزل نقص فيه، فوجب اعتبار إذنها كالحرة، ولهما أن المولى أحق بإمساك ولدها، وتبدل وطءها.

(٣) قوله: "ويكره الاحتكار . . . إلخ" افتعال من حكر أي حبس، والمراد حبس الأقوات متربصًا للغلاء، كذا في "العناية"، والأصل فيه قوله عليه السلام: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" ولأنه تعلق به حق العامة، وفي الامتناع عن البيع إبطال حقهم، وتضييق الأمر عليهم، فيكره إذا كان يضر بهم ذلك بأن كانت البلدة صغيرة، بخلاف ما إذا لم يضر بأن كان المصر كبيرًا؛ لأنه حابس ملكه من غير إضرار بغيره، كذا في "الهداية".

(٤) زمين.

- (٥) قوله: "فليس بمحتكر" أما إذا احتكر غلة ضيعته فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ، ألا ترى أن له أن لا يزرعها ، فكذلك له أن لا يبيع ، وأما ما جلبه من موضع آخر ، فالمذكور قول أبي حنيفة ؛ لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر ، وجلب إلى فناءها ، وقال أبو يوسف : يكره لإطلاق الحديث ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «المحتكر ملعون» . (الجوهرة)
- (٦) قوله: "ولا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس" لقوله عليه السلام: «لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق»، ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره، فلا ينبغى للسلطان أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به، أي بالتسعير دفع ضرر العامة. (الجوهرة وغيرها)

ويُكرَهُ بَيعُ السِلاحِ فِي أَيَّامِ الفِتنَةِ (١)، ولا بَأْسَ ببَيعِ العَصِيرِ مِمَّن يُعلَمُ أَنَّه يَتَّخِذَهُ يَمرًا (١).

### كتَابُ الوَصَايَا<sup>(٣)</sup>

الوَصِيّةُ غَيرُواجِبَةٍ (1)، وهِيَ مُستَحَبّةٌ (٥)، ولا تَجُوزُ الوَصِيّةُ للوَارِثِ (١) إلا أن يُجِيزَهَا

(١) قوله: "ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة، معناه ممن يعرف أنه من أهل الفتنة كالخوارج والبغاة؛ لأن في ذلك معونة علينا، وإن كان لا يعرف أنه من أهل الفتنة، لابأس بذلك. (الجوهرة النيّرة)

(٢) قوله: "ولا بأس ببيع العصير . . . إلخ " يعنى لا بأس ببيعه من المجوسي وأهل الذمة ؛ لأن المعصية لا تقام بعين العصير ، بل بعد تغيره ، بخلاف بيع السلاح في أيام الفتنة ؛ لأن المعصية تقع لعينه . (الجوهرة)

(٣) قوله: "كتاب الوصايا" إيراده آخر الكتاب ظاهر المناسبة؛ لأن آخر أحوال الآدمى في الدنيا الموت، والوصية معاملة وقت الموت، والوصيا جمع وصية، أصله وصايى، فقلبت الياء الأولى همزة لوقوعها بعد ألف مفاعل، ثم أبدلت كسرتها فتحة، فانقلبت الأخيرة ألفًا، ثم أبدلت الهمزة ياء لكراهة وقوعها بين العين، وهو يعم الوصية والإيصاء، يقال: أوصى إلى فلان، أى جعله وصيًا، وأوصى لفلان بمعنى ملكه بطريق الوصية، ومعناه أن الوصية تأتى أسماء من المتعدى بإلى والمتعدى باللام، فجمعت على وصايا مرادا بها كل من المعنين، كذا في "رد المحتار"، قال في "مجمع الأنهر": الوصية في الأصل اسم بمعنى المصدر، ثم سمى الوصى به وصية، كما في "العناية"، ومنه قوله تعالى: ﴿مِن بَعد وَصِيّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَين﴾ وهي في الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، يعني بطريق التبرع، سواء كان عينا أو منفعة -انتهى-.

ومشروعيتها بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿مِن بَعد وَصِيّة تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَين﴾ وأما السنة فما روى أن سعد بن أبى وقاص قال: مرضت مرضًا أشرفت على الموت، فعادنى رسول الله على، فقلت: يا رسول الله! إن مالى كثير، وليس يرثنى إلا بنت لى واحدة، أفأوصى بمالى كله؟ قال: لا، قلت: أفبنصفه؟ قال: لا، قلت: فبثلثه، قال: نعم والثلث كثير إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس، أى يمدون كفهم فى المسألة للناس، ولأن الإنسان مغرور بأمله مقصر فى عمله، فإذا عرض له الموت، وخاف الفوات يحتاج إلى تلافى تقصيره بماله، كذا فى "الجوهرة النيّرة"، وسببها سبب التبرعات، وشرائطها كون الموصى أهلا للتمليك وعدم استغراقه بالدين، وكون الموصى له حيا وقتها وغير وارث ولا قاتل، وكون الموصى بعد موت الموصى مالا قابلا للتمليك، وركنها قوله: أوصيت بكذا لفلان ونحوه، وحكمها أن يكون الموصى به ملكًا جديدًا للموصى له، كذا فى "الدر المنتقى" وغيره من "المعتبرات".

(٤) لأنها إثبات حق في مال يعقد كالهبة والعارية . (ج)

(٥) قوله: "وهى مستحبة" أى للأجنبى دون الوارث، ثم الدين يقدم عليها وعلى الميراث؛ لأن الدين واجب، والوصية تبرع، والواجب مقدم على التبرع، ثم هما مقدمان على الميراث؛ لأن الله تعالى أثبت الميراث بعدهما لقوله: ﴿مِن بَعد وَصيّة يُوصِي بِهَا أو دَين﴾ فإن قيل: إن الله تعالى ذكر الوصية قبل الدين، فكيف يكون الدين مقدما عليها؟ قيل: إن كلمة "أو "لا توجب الترتيب، ولكنها توجب تأخير قسمة الميراث في هذه الآية عن أحدهما إذا انفرد عن كل واحد منهما إذا اجتمعا، والجواب الثانى أن ما تقدم ذكر الوصية للاهتمام، كذا في "الجوهرة النيرة" وغيرها.

الوَرَنَّةُ (۱) ولا يَجُوزُ بِمَازَادَ عَلَى الثُلُثِ (۲) ولا تَجُوزُ الوَصِيَّةُ للقَاتِلِ (۲) ويَجُوزُ أَن يُوصِىَ المُسلِمُ للكَافِرِ، والكَافِرُ للمُسلِم (۱) وقُبُولُ الوَصِيَّةِ بَعدَ الْمَوتِ (٥) ، فإن قَبِلَهَا الْمُوصَى لَه في حَالَ الحَيَاةَ أُورَدَّهَا، فَذَلكَ بَاطلُ (٢) .

ويُستَحَبّ أَن يُوصِى الإنسَانُ بدُونِ الثُلُثِ (٧) وإذَا أُوصَى إلَى رَجُلٍ ، فَقَبِلَ الوَصيّةَ فِي وَجهِ المؤونِ الثُلُثِ (٧) وإذَا أُوصَى إلَى رَجُلٍ ، فَقَبِلَ الوَصيّةَ فِي وَجهِ المُوصِى ، ورَدّهَا فِي غَيرِ وَجهِ ه ، فلَيسَ برَدّ (٨) ، وإن رَدّهَا فِي وَجهِ ه ، فهُوَ رَدّ (٩) والمُوصَى بِه يَملُكُ بالقُبُولِ إلا فِي مَسأَلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وهِي أَن يَمُوتَ المُوصِي ، ثُمّ يَمُوتُ

- (١) قوله: "إلا أن يجيزها الورثة" يعنى بعد موته، وهم أصحاء بالغون؛ لأن الامتناع لحقهم، فيجوز بإجازتهم، ولما روى ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه السلام قال: لا تجوز وصية لوارث إلا يشاء الورثة، ولا يعتبر إجازتهم في حال حياته، كذا في "المعتبرات".
- (٢) قوله: "لا يجوز بما زاد على الثلث" لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث طويل: «الثلث والثلث كثير»، وورد في الحديث أنه ﷺ قال: الحيف في الوصية من أكبر الكبائر، وفسروه بالزيادة على الثلث، وبالوصية للوارث. (من "العيني" و"الفتح")
- (٣) قوله: "ولا تجوز الوصية للقاتل" عامدًا كان أو خاطئًا بعد أن كان مباشرًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية للقاتل، كذا في "الهداية"، ولأنه استعجل ما أخره الله فيحرم الوصية، كما يحرم الميراث، كذا في "الجوهرة".
- (٤) قوله: "ويجوز أن يوصى المسلم للكافر والكافر للمسلم [وهذان بالإجماع من "العينى" و"الفتح"]" المراد بالكافر الذمى؛ لأن الوصية للحربي باطلة، كذا في "المستصفى"، وإنما جازت الوصية للذمي ولم تجز للحربي لقوله تعالى: ﴿لاَ يَنهَاكُمُ اللهُ عَنِ الذينَ لَم يُقَاتِلُوكُم فِي الدّينَ وَلَم يُخرِجُوكُم من دِيَارِكُم أن تَبرّوهُم، ثم قال: ﴿إِنّمَا يَنهَاكُمُ اللهُ عَنِ الذّينَ قَاتَلُوكُم فِي الدّينَ ﴾ الآية. (الجوهرة النيرة)
  - (٥) لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فيعتبر الردِّ والقبول بعده لا قبله.
    - (٦) لأن أوان ثبوته بعد الموت. (ج)
- (٧) سواء كان الورثة أغنياء أو فقراء؛ لأن في التنقيض صلة القرابة بتوفير المال عليهم، بخلاف استكمال الثلث؛ لأنه استيفاء تمام حقّه، فلا صلة ولا منة. (ج)
- (٨) لأنه لما قبلها فقد اطمأن قلب الموصى إلى تصرفه، فمات وهو معتمد على ذلك، فلو صح رده في غير وجهه في حياته، أو بعد موته صار مغروراً من جهته، فلهذا لم يصح ردّه. (ج)
- (٩) تبطل الوصية ؛ لأن الموصى ليس له ولاية إلزامه التصرّف؛ لأنه متبرّع بقبولها، والمتبرّع إن شاء أقام على التبرّع، وإن شاء رجع . (ج)

<sup>(</sup>٦) قوله: "ولا تجوز . . . إلخ" لقوله عليه السلام : "إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ألا الا وصية لوارث» . (الجوهرة)

المُوصَى لَه قَبلَ القُبُولِ، فيَد خُلُ المُوصَى بِه فِي ملك وَرَثَتِه (۱)، ومَن أوصَى إلَى عَبد (۲)، أو كَافر (۱)، أو فَاسِق، أخرَجَهُم القَاضِي مِن الوَصِيَّةِ، ونَصَبَ غَيرَهُم (۱).

ومَن أوصَى إلَى عَبد نَفسِه، وفِى الوَرَثَةِ كِبَارُكُم تَصِحَ الوَصِيَّةُ (٥)، ومَن أوصَى إلَى مَن يَعجزُ عَن القيَام بالوَصيَّة، ضَمَّ إلَيْه القَاضي غَيرَهُ (٦).

ومَن أوصَى إلَى اثنَسِ لِم يَجُز لأَ حَدهِما أَن يَتَصَرَّفَ عِندَ أَبِى حَنيفَةَ ومُحَمَّد رَحِمَهُمَا اللهُ ((() دُونَ صَاحِبِه إلا فِي شِرَاءِ كَفَنِ المَيَّتِ (()، وتَجَهِيزِه وطَعَام أُولادِه

(۱) قوله: "فيدخل . . . إلخ" استحسانًا، والقياس أن تبطل الوصية لما بيّنا أن الملك موقوف على القبول، فصار كموت المشترى قبل قبوله بعد إيجاب البائع، وجه الاستحسان أن الوصية من جانب الموصى قد تمت بموته تمامًا، لا يلحقه الفسخ من جهته، وإنما توقفت لحق الموصى له، فإذا مات دخل في ملكه، كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشترى إذا مات قبل الإجارة، كذا في "الهداية".

- (٢) أي عبد غيره.
- (٣) والمراد منه الذمّي.
- (٤) قوله: "أخرجهم القاضى من الوصية، ونصب غيرهم" هذا اللفظ يشعر إلى صحة الوصية؛ لأن الإخراج إنما يكون بعدها، وذكر محمد في "الأصل": أن الوصية باطلة، قيل: معناه في جميع هذه الصور ستبطل، وقيل: في العبد معناه باطل حقيقة لعدم ولايته، وكذا في الكافر معناه باطلة لعدم ولايته على المسلم، وفي الفاسق معناه ستبطل، والمراد من الكافر في هذا الذمي، كذا في "الجوهرة".

فلو زال الرق والكفر، وبلغ الصبى قبل إخراج القاضى لا يخرجهم؛ لزوال المانع، كذا في الزيلعي، قال في "الشرنبلالية": ولم يذكر زوال الفسق، ولعله كذلك -انتهى- قلت: صرّح بزوال الفسق في "المجتبى" على ما ذكره في "الدر". (فتح المعين)

(٥) قوله: "لم تصح الوصية" إجماعًا لأن للكبير أن يمنع العبد من التصرف أو يبيع نصيبه، فيمنعه المشترى عن التصرف، فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية، وإن كان كل الورثة صغارًا صح الإيصاء؛ لأنه ليس في الورثة من يلى عليه، وهو يقدر على التصرف، والقيام لمصالحهم ومنافعه مستحقة لهم، فتصح الوصية إليه كالحر، وليس كذلك عبد غيره؛ لأن منافعه لمولاه، فلا يقدر على صرفها إلى الورثة، خلافًا لهما، وهو القياس، وقيل: قول محمد مضطرب يروى مرة مع الإمام ومرة مع أبى يوسف.

ووجه القياس أن الولاية منعدمة لما أن الرق ينافيها، ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك، وهذا قلب المشروع، كذا في "الجوهرة" وغيرها من "المعتبرات".

- (٦) قوله: "ضم إليه . . . إلخ" رعاية لحق الموصى والورثة؛ لأن تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه ،
   فلو شكى إليه الوصى ذلك لا يجيبه حتى يعرف ذلك حقيقة ؛ لأن الشاكى قد يكون كاذبًا تخفيفا على نفسه ، فإن ظهر عند القاضى عجزه أصلا استبدل به غيره رعاية للنظر من الجانبين ، كذا في " الجوهرة النيّرة" .
- (٧) قوله: "عند أبي حنيفة ومحمد. . . إلخ" قد قال أبو يوسف: يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف في المال من غير إذن صاحبه في جميع الأشياء؛ لأن الوصاية سبيلها الولاية، وهي وصف شرع

الصغار وكسوتهم (١)، ورَدّوديعة بعينها (٢)، وتَنفيذ وَصية بعينها، وعتق عَبد بعينه (٣)، وقضاء الدَين (٤)، والخُصُومَة في حُقُوق السميّت (٥)، ومَن أوصَى لرَجُلٍ بثُلُث مَالِه، وللآخر بثُلُث مَاله، ولم تَجُز الوَرَثَةُ، فالثُلُثُ بَينَهُمَا نصفَان (١).

وإن أوصَى لأحَدهِ مَا الثُلُثَ، وللآخرِ بالسُدُسِ، فالثُلُثُ بَينَهُ مَا أَثَلاثًا (٧)، وإن أوصَى لأحَدهِ مَا بجَمِيع مَالِه، وللآخرِ بثُلُث مَالِه، ولَم تَجُز الوَرَثَةُ، فالثُلُثُ بَينَهُ مَا عَلَى أربَعَةِ أسهُمٍ (٨) عِندَ أبى يُوسُفَ ومُحَمَّد رَحِمَهُ مَا اللهُ تَعَالَى (١).

لا يتجزأ، فيثبت لكل واحد منهما كملا كولاية الإنكاح للأخوين، لهما أن الولاية تثبت بالتفويض، فيراعى وصف التفويض وهو وصف الاجتماع، وهو شرط مقيد برضى الموصى ولم يرض إلا بالمثنى، وليس الواحد كالمثنى بخلاف الأخوين في الإنكاح؛ لأن السبب هناك القرابة، وقد قامت بكل واحد منهما كاملا. (الجوهرة)

- (٨) قوله: "إلا في شراء كفن الميت [لأن في التأخير فساد الميت، وفي انتظار أحدهما لصاحبه في شراء الكفن تأخير لدفنه، ونحن مأمورون بتعجيل دفنه. (ج)]. . . إلخ "لأن في التأخير فساد الميت، ولهذا يملكه الجيران، وإن لم يكن لهم ولاية.
- (١) قوله: "وطعام أولاده الصغار وكسوتهم" لأنه يخاف موتهم جوعًا وعريانًا، فتسقط ولاية الغائب في الله الجوهر.
  - (٢) بخلاف ما إذا كانت غير متعينةً، فإنه لا ينفرد أحدهما بتنفيذها. (ج)
    - (٣) لأنه لا يحتاج فيها إلى الرأى. (ج)
- (٤) قوله: "وقضاء الدين" يعنى لأحدهما أن ينفرد بقضاء الدين؛ لأنه لو أخذه من له الدين بغير إذنهما جاز، ووقع عن القضاء، فكذا إذا أخذه بإذن أحدهما فهو أولى بالجواز، وكذا الوديعة لو أخذها صاحبها بغير تسليم منها جاز، فكذا إذا أخذها بتسليم أحدهما. (الجوهرة النيرة)
- (٥) قوله: "والخصومة في حق الميت" لأن الاجتماع فيها متعذر لأنها لا يتأتى منها في حالة واحدة؛ لأنهما إذا تكلّما معًا لم يفهم ما يقولان، ولكن إذا آل الأمر إلى القبض ليس لأحدهما أن يقبض إلا بإذن الآخر. (الجوهرة)
- (٦) لأنه تضيق الثلث عن حقيهما إذ لا يزاد عليه عند عدم الإجازة، وقد تساويا في سبب الاستحقاق، والمحل يقبل الشركة، فيكون بينهما. (الفاتح)
- (٧) لأن الثلث ضاق عن حقيهما فيقتسمانه على قدر حقيهما، فيعطى الأقلّ سهم، وللأكثرسهمان. (ج)
  - (٨) ثلاثة أسهم للموصى له بجميع المال، وسهم للموصى له بثلث المال.
- (٩) قوله: "عند أبي يوسف ومحمد" لهما أن الموصى قصد بوصية بجميع ماله أن يكون الموصى له بجميع ماله أن يكون الموصى له بجميع ماله، وأن يكون سهمه فاضلاعن سهم الموصى له بالثلث، وامتنع الأول لتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث، ويثبت الباقى لعدم المانع فيضرب الموصى له بالكل بجميع وصية، فيكون الثلث بينهما أرباعًا، ويكون سهم الموصى له بالثلث، فيحصل مقصود الميت بقدر الإمكان.

وَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: الثُلُثُ بَينَهُ مَا نِصفَانِ، ولا يَضرِبُ (أَبُو حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لَلمُوصَى لَه بِمَا زَادَ عَلَى الثُلُثُ، إلا في المُحَابَاة والسعَاية والدَرَاهِمِ السَّمُرسَلَة (٢). ومَن أوصَى وعَليه دَينٌ يُحيطُ بَاله لَم تَجُز الوَصية (٣) إلا أن يَسرأ الغُرَمَاءُ مِن الدَينِ (١)، ومَن أوصَى بنصيب ابنه، فالوصية بُبَاطِلَة (٥)، وإن أوصَى بِمثِل نَصيب ابنه عَالوصية بُبَاطِلة (٥)، وإن أوصَى بِمثِل نَصيب ابنه جَازَت (٢)، فإن كَانَ لَه ابنَان، فللمُوصَى لَه الثُلُثُ (٧).

(۲) قوله: "إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة" صورة المحاباة أن يكون له عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة وقيمة الآخر ستمائة، وأوصى أن يباع أحدهما بمائة لفلان والآخر بمائة لفلان، فههنا قد حصلت المحاباة لأحدهما بألف وللآخر بخمسمائة، وذلك كله وصية لأنه في حالة المرض، فإن خرج ذلك من الثلث جاز، وإن لم يخرج بأن لم يكن له مال غير هذين العبدين ولم يجز الورثة، فإن محاباتهما تجوز بمقدار الثلث ويكون الثلث بينهما أثلاثاً على قدر وصيتهما أحدهما يضرب فيه بألف والآخر بخمسمائة، فلو كان هذا كسائر الوصايا على قياس قول أبي حنيفة وجب أن لا يضرب الموصى له بالألف بأكثر من خمسمائة وستة وستين وثلثي درهم؛ لأن عنده الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث، وهذا ثلث ماله؛ لأن جميع المال ألف وسبعمائة، وهو قيمة العبدين. وصورة السعاية أن يوصى بعتق عبديه قيمة أحدهما ألف، وقيمة الآخر ألفان، ولا مال له غيرهما إن أجازت الورثة يعتقان جميعاً، وإن لم يجيزوا يعتقان من الثلث، وثلث ماله ألف، فألف بينهما على قدر وصيتهما ثلثا الألف للذي قيمته ألفان، ويسعى في الباقي، والثلث للذي قيمته ألف، ويسعى في الباقي.

وصورة الدراهم المرسلة هى أن يوصى لرجل بألفين ولآخر بألف درهم وثلث ماله ألف درهم، ولم تجز المورثة، فإنه يكون بينهما أثلاثًا كل واحد منهما يضرب بجميع وصية؛ لأن الوصية فى مخرجها صحيحة لجواز أن يكون له مال آخر، فيخرج هذا القدر من الثلث، ولا كذلك فيما إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله، أو بجميع ماله؛ لأن الوصية فى مخرجها غير صحيحة يعنى أن اللفظ فى مخرجه لم يصح؛ لأن ماله لو كثر أو خرج له مال أخر يدخل فيه تلك الوصية، ولا يخرج من الثلث. (الجوهرة النيّرة)

- (٣) لأن الدين مقدم على الوصية؛ لأن الوصية تبرّع، والدين واجب، والواجب مقدم على التبرّع.
  - (٤) لأن الدين لم يبقَ، فصح الوصية.
    - (٥) لأنها وصية في مال الغير. (ج)
  - (٦) قوله: "جازت" لأن مثل الشيء غيره، وإن كان يتقدر به. (الجوهرة)

وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان لأن وصية الموصى بما زاد على الثلث وصية بغير المشروع؛ لأنه لا يملك ذلك إذا لم تجز الورثة، فإذا لم يثبت الاستحقاق في الزائد على الثلث لا يثبت الفضل أيضًا؛ لأنه بناء على الاستحقاق وثابت في ضمنه، فإذا انتفى التضمن انتفى ما في ضمنه، كذا في "المعتبرات".

<sup>(</sup>١) أي لا يعطى.

<sup>(</sup>٧) قوله: "فللموصى له الثلث" لأنا نجعل الموصى له بمثل نصيب ابن كابن ثالث، فيكون ماله مقسومًا على ثلاثة، فيكون له الثلث من غير إجازة، وما زاد على ثلاثة، فيكون له الثلث من غير إجازة، وما زاد على ذلك إن أجازه الابن جاز، وإن لم يجزه لم يجز، كما لو أوصى له بنصف ماله كان له الثلث من غير إجازة،

ومَن أَعتَقَ فِي مَرَضِه، أَو بَاعَ وحَابَا، أَو وَهَبَ، فَذَلِكَ كُلّه جَائِزٌ (١)، وهُ وَمُعتَبَسٌ مِن الثُلُث، ويُضَرَبُ بِه مَع أَصحَابِ الوَصَايَا (١)، فإن حَابَا، ثُم ّأَعتَقَ، فالمُحَابَاةُ أُولَى (٣) عند أبي حَنيفَة رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وإن أَعتَقَ، ثُم ّحَابَا، فهُمَا سَوَاءٌ (١). وقَالا: العِتقُ أُولَى فِي الْهَ مَسَالَتَينُ (٥)، ومَن أُوصَى بسَهم مِن مَالِه، فلَه أُحَس سِهَامِ الوَرَثَة (١)، إلا أَن يَنقُص عَن

وما زاد موقوف على الإجازة. (الجوهرة)

(۱) قوله: "فذلك كله جاز" وفي بعض النسخ فهو وصية مكان قوله فذلك كله جائز، وهو غلط؛ لأن ما تبرع به في مرضه من العتق والهبة والمحاباة حكمه حكم الوصايا في اعتبار الثلث فيه، فأما أن يكون وصية فلا؛ لأنه منجز قبل موته غير مضاف، فصار كالذي ينجزه في صحته لكنه مساوى الوصايا في اعتبار الثلث فيه، أو يقول لعل معنى ما ذكره في بعض النسخ أنه أراد بقوله وصية الاعتبار من الثلث والضرب مع أصحاب الوصايا لاحقيقة الوصية؛ لأن الوصية إيجاب عند الموت، وهذا منجز واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثة، كذا في "الجوهرة النيرة".

(٢) قوله: "ويضرب به . . . إلخ" أى يضرب بالثلث كل واحد من هؤلاء الثلاثة وهو العبد المعتق فى مرض الموت، والمشترى من المريض الذى باع بالمحاباة والموهوب له مع أصحاب الوصايا، والمراد من ضربهم بالثلث مع أصحاب الوصايا وليس المراد أنهم يتساوون أصحاب الوصايا؛ لأن العتق المنفذ فى المرض مقدم على الوصية بالمال في الثلث، كذا في "غاية البيان".

(٣) قوله: "فالمحاباة أولى" هذا إذا ضاق الثلث عنهما، أما إذا اتسع لهما أمضى كل واحد منهما على جهته، وإنما كانت المحاباة أولى إذا ضاق الثلث؛ لأنها حق آدمى، وقد أخرجها مخرج المعاوضة، فصارت كالدين الذي يقر به المريض، فإنه مقدم على العتق؛ لأنه أخرجه مخرج المعاوضة. (الجوهرة)

(٤) قوله: "فهما سواء" لتساويهما في هذا الحال؛ لأنه حصل في العتق مزية التقديم بوقوعه، ولا يلحق الفسخ، وللمحاباة مزية المعاوضة، ولأنه لا يلحق الفسخ من جهة الموصى، فلما تساويا تخاصا. (الجوهرة)

(٥) قوله: "وقالا: العتق أولى في المسألتين" لأن العتق لا يلحقه الفسخ والمحاباة قد يلحقها الفسخ، فكان العتق أولى، وله أن المحاباة أقوى؛ لأنها في ضمن عقد المعاوضة، لكن إن وجد العتق أولا، وهو لا يحتمل الفسخ يزاحم المحاباة، كذا قاله ابن كمال، وصورته: مريض أعتق عبدًا قيمته ألف واشترى عبدًا قيمته ألف بألفين، فحصل للبائع ألف محاباة، وجميع ماله ثلاثة آلاف، فإن بدأ بالعتق، ثم بالمحاباة تخاصا عند أبي حنيفة، فيكون للبائع خمسمائة، ويسعى العبد في خمسمائة، وعندهما العتق أولى تقدم على المحاباة أو تأخر، فيصرف الثلث وهو ألف إلى العتق، فيعتق العبد ولا شيء عليه، ويرد البائع إلى الورثة ألف درهم.

قال أبو حنيفة: إذا حابا، ثم أعتق ثم حابا قسم الثلث بين المحاباتين نصفين لتساويهما في الجهة، فما أصاب المحاباة الأخيرة قسم بينها وبين العتق نصفين؛ لأن العتق مقدم عليها، وقد بينا أنه إذا تقدم عليها ساواها، ولو أعتق ثم حابا ثم أعتق قسم بينه وبين العتق الأول، والمحاباة نصفين، فما أصاب العتق قسم بينه وبين العتق الثاني لتساويهما في الجهة، كما لو أعتق ثم أعتق تساويا في الثلث كذلك، كذا في "الجوهرة".

(٦) قوله: "فله أخس سهام الورثة. . . إلخ "هذا قول أبي حنيفة وزفر، وعن أبي حنيفة: رواية أخرى، وهي أن له أخس سهام الورثة إلا أن يكون أكثر من السدس، فيكون له السدس، فعلى هذه الرواية يجوز النقصان

السُّدُ س، فيَتم له السُّدُ سُ

وإن أوصَى بجُزء مِن مَالِه قِيلَ للوَرَثَة: أعطُوهُ مَا شئتُم (٢)، ومَن أوصَى بوَصَايَا مِن حُقُوقِ الله تَعَالَى، قُدَّمَتَ الفَرَائِضُ مِنهَا عَلَى غَيرِهَا قَدَّمَهَا المُوصِى، أو أخرَهَا مِثلَ الحَجّ والزَكَاةِ والدَّكَةَ والدَّكَةَ والدَّكَةَ والدَّمَةُ المُوصِى (١).

عن السدس، ولا يجوز الزيادة عليه، واعتمدها السرخسي، وأخذبها صاحب المنظومة حيث قال:

والسسهم أدنسي حسق أهسل الإرث فإن يزد فالسدس دون الشلث

أى فإن زاد أخس سهام الورثة على السدس فله السدس حينئذ، وقال أبو يوسف ومحمد: له أقل سهام الورثة إلا أن يكون أكثر من الثلث، فيكون له الثلث، وجه قول أبى حنيفة ما روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رجلا أوصى لسهم من ماله، فأعطاه رسول الله على السدس، ذكر هذا الخبر أبو بكر الرازى عن هذيل ابن شرحبيل عن ابن مسعود رضى الله عنهم أجمعين. وقال إياس بن معاوية: السهم في لغة العرب عبارة عن السدس، وكذلك ذكر الجاحظ، ولأن الميراث متعلق بالنسب في الأصل، و أدنى سهام ذوى الأنساب هو السدس، فتقدرت الوصية، ووجه قولهما: إن السهم يعربه عن سهام الورثة، فيدفع إليه أقلها؛ لأنه متيقن إلا أن يكون أكثر من الثلث، فإن لفظ السهم يحتمل القليل والكثير، فصار بمنزلة الجزء والنصيب، كما في "شرح الأقطع".

وبيانه: زوجة وابن وأوصى لرجل بسهم من ماله، فعلى الرواية الأولى عن أبى حنيفة يعطى الموصى له سدس المال؛ لأن أخس سهام الورثة الثمن، وهو نصيب الزوجة، وهو ناقص عن السدس فيتم له السدس، وعلى الرواية الثانية يعطى مثل نصيب الزوجة، وإن كان ناقصًا عن السدس فيرد على الفريضة سهم يكون تسعة، فعطى للموصى له سهمًا، والزوجة سهمًا، وتبقى للابن سبعة، وكذا أيضًا على قولهما؛ لأن أخس سهامهم لا يزيد على الثلث، وإن ترك زوجة وأخا لأب وأم أو لأب فأخس سهامهم الربع.

فعند أبى حنيفة: يعطى السدس؛ لأنه لا يجوز الزيادة عليه، وعلى قولهما: يعطى الربع؛ لأنه أقل من الثلث، ويزاد على الفريضة سهم يكون خمسة، فيعطى الموصى له الخمس على قولهما، كذا في "الجوهرة النيرة"، وفي المنتقى: إذا أوصى بسهم من ماله، فمات ولا وارث له، فله نصف المال، ويجعل بيت المال بمنزلة ابن واحد -انتهى -.

- (١) ولا يزاد عليه، كذا في "الهداية".
- (٢) لأنه مجهول يتناول القليل والكثير غير أن الجهالة لا تمنع صحة الوصية، والورثة قائمون مقام الموصى، فإليهم البيان. (ج)
- (٣) قوله: "قدّمت الفرائض [لأن الفريضة أهم من النافلة. (ج)] منها على غيرها [وفى "الجوهرة": سواء مكان قوله: "على غيرها] قدمها الموصى أو أخرها [في الذكر] مثل الحج والزكاة والكفارات "ويقدم الأقوى فالأقوى من الفرائض حتى يقدم كفارة القتل على كفارة الظهار واليمين؛ لأنها أقوى وأكثر تغليظا منهما، ثم تقدم كفارة اليمين على كفارة الظهار؛ لأنها تجب بهتك حرمة اسم الله تعالى، وكفارة الظهار وجبت بإيجاب حرمة على نفسه، فكانت كفارة اليمين أغلظ. (من "الفتح" و "التكملة للبحر الرائق")
- (٤) قوله: "قدّم منه ما قدمه الموصى" لأن الظاهر من حال الموصى أن يبدأ بما هو الأهم عنده، والثابت بالظاهر كالثابت بالنص.

وَمَن أُوصَى بِحَجّةِ الإسلامِ أَحَجَّوا عَنهُ رَجُلا مِن بَلَدِه (١) يحُجّ رَاكِبًا (٢) ، فإن لَم تَبلُغُ الوَصيّةُ النَفَقَةُ أَحَجّوا عَنهُ من حَيثُ تَبلُغُ (٢) .

ومَن خَرَجَ مِن بَلَدِه حَاجًا، فمَاتَ فِي الطَرِيقِ، وأوصَى أن يُحَجَّعَنهُ، حُجَّعَنهُ مِن بَلَدِه عِندُ أَبِي حَنيفَةَ وَأَن أَبُويُ وَسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ مَا اللهُ تَعَسالَى: يُحَجَّعَنهُ مِن عِندَ أَبِي حَنيفَةَ وَال أَبُويُ وسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ مَا اللهُ تَعَسالَى: يُحَجَّعَنهُ مِن حَيثُ مُاتَ، ولا تَصِح وصية الصَبِي (أو المُكَاتَب (أو إن تَرَكَ وَفَاءً (١) ، ويَجُوزُ للمُوصِي الرَّحُوع عَن الوصية (٩) ، ومَن جَحَد الوصية لم يكن الرَّجُوع عَن الوصية لم يكن

<sup>(</sup>١) الذي يحجّ ذلك الرجل عنه.

<sup>(</sup>٢) قوله: "راكبًا" لأن الواجب أن يحج من بلده، فيجب الإحجاج عنه كما وجب؛ لأن الوصية لأداء ما هو الواجب عليه، وإنما شرط أن يكون راكبًا؛ لأنه لا يلزمه أن يحج ماشيًا، فوجب الإحجاج عنه على الوجه الذي لزمه، كذا في "مجمع الأنهر".

 <sup>(</sup>٣) قوله: "من حيث تبلغ" وهذا استحسان، والقياس أن لا يحج عنه؛ لأنه يوصى بالحج بصفة، وقد عدمت، وجه الاستحسان لأنا نعلم أن غرضه تنفيذ الوصية، فتنفذ ما أمكن.

<sup>(</sup>٤) قوله: "قوله: حج عنه من بلده عند أبى حنيفة" وزفر لأن عمله قد انقطع بموته لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»، والخروج إلى الحج ليس من الثلاث، فظهر بموته أن سفره كان سفر الموت لا سفر الحج، فكان في هذا المعنى كخروجه للتجارة إذا مات يحج عنه من بلده، فكذا ههنا.

وقال أبو يوسف ومحمد: يحج عنه من حيث مات، وهذا استحسان؟ لأن السفر بنية الحج وقع قربة، وقد وقع أجره على الله لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَخرُج مِن بَيتِه مُهَاجِرًا إِلَى الله وَرَسُوله ثُمّ يُدركُهُ الْمَوتُ فَقَد وَقَعَ أَجرُه عَلَى الله ﴾ ولم ينقطع بموته، فيكتب له حج مبرور، فيبتداً من ذلك المكان كأنه من أهل ذلك المكان، بخلاف ما إذا خرج بنية التجارة؛ لأنه لم يقع قربة، فيحج عنه من بلده، كذا في "مجمع الأنهر"، وهذا الخلاف إنما ذكره في "الهداية" و"الجوهرة" و "المجتبى" وغيرها من الكتب الفقهية، وقال أبو سليمان: إنه يحج عنه من حيث مات بلا خلاف، كما في "القهستاني".

<sup>(</sup>٥) قوله: "ولا تصح وصية الصبى" لأنها تبرع، والصبى ليس من أهل التبرع؛ لأنه لا يملك. (من الجوهرة" وغيرها)

 <sup>(</sup>٦) قوله: "والمكاتب. . إلخ" أي ولا تصح وصية المكاتب؛ لأن ماله لا يقبل التبرع، وقيل: على قول أبى حنيفة لا تصح، وعندهما: تصح، كذا في "الجوهرة النيّرة".

<sup>(</sup>٧) لأن المكاتب عندنا عبد ما بقى عليه درهم. (الفاتح)

 <sup>(</sup>٨) قوله: "ويجوز . . . إلخ" لأن الوصية تبرع فيجوز الرجوع فيه كما في الهبة ، بل بالطريق الأولى ،
 لأن الهبة تمت بالقبض ، والوصية لا تتم إلا بالقبول بعد الموت ، فإذا جاز الرجوع في الهبة مع تمامها لكونها تبرعاً ،
 فلأن يجوز الرجوع في الوصية قبل تمامها بالطريق الأولى ، لأنه لا إلزام فيه على المتبرع .

<sup>(</sup>٩) لأنها حق غير لازم.

رُجُوعًا(۱). ومَن أوصَى لجِيرَانِه، فهُم المُلاصِقُونَ (۲)عِندَ أبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (۱)، ومَن أوصَى لأصهَاره، فالوَصيّةُ لِكُلّ ذِي رَحِم مَحرَم مِن امرَأتِه (۱).

ومَن أوصَى لأختانِه، فالخَتَنُ زَوجُ كُلّ ذَاتِ رَحم مَحرَم مِنهُ (٥)، ومَن أوصَى لأقَارِبِه، فالوَصِية للأقرَب مِنهُ (٧)، ولا يَد حُلُ فِيهِم الوَالِدَانِ فالوَصِيّة للأقرَب مِنهُ (٧)، فالأقرَب مِن كُلّ ذِي رَحم مَحرَم مِنهُ (٧)، ولا يَد حُلُ فِيهِم الوَالِدَانِ

(۱) قوله: "لم يكن رجوعًا" عند محمد؛ لأن الرجوع عن الشيء يقتضى سبق وجود ذلك الشيء، وجحود الشيء، وجحود الشيء يقتضى سبق عدمه، فلو كان الجحود رجوعًا لاقتضى وجود الوصية، وعدمها فيما سبق، وهو محال. وقال أبو يوسف: إنه رجوع، ذكره في "المبسوط"، وبه قالت الأئمة الثلاثة، كما في "العيون"، لكن المتون كلها على قول محمد، وبه يفتى، كما في "المجمع".

(٢) من داره.

(٣) قوله: "عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى" وهو القياس، وقد حمل عليه قوله عليه السلام: «الجار أحق بسقه»، ومعنى الحديث الجار أحق بالشفعة إذا كان ملاصقًا. وقالا: هم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن فى محلة الموصى، ويجمعهم مسجد واحد وجماعة واحدة، وهو الاستحسان؛ لأن هؤلاء لا يسمون جيرانًا، قال عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد»، وفسروه بكل من سمع النداء، ولأبى حنيفة أن الجار من المجاورة، وهى الملاصقة، ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوار.

وصورة المسألة أن يقول: أوصيت بثلث مالى لجيرانى، فعند أبى حنيفة هو لجيرانه الملاصقين لداره، ويستوى فيه الساكن والمالك، سواء كان مسلماً أو ذمياً، رجلاكان أو امرأة، صبياً كان أو بالغا، ويدخل فيه العبد الساكن عنده، وعندهما ليس للمماليك والمدبرين وأمهات الأولاد من ذلك شيء؛ لأن الوصية لهم وصية للمولى، لأنه المستحق لذلك، وهو ليس بجار للموصى، وأما المكاتب فيستحق ذلك بالإجماع؛ لأنه هو المستحق لذلك دون مولاه. (من "الجوهرة" وغيرها من "المعتبرات")

﴿ (٤) قوله: "لكل ذى رحم محرم من امرأته" لما روى أن النبى على لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذى رحم محرم منها إكرامًا لها، وكانوا يسمون أصهار النبى على وهذا التفسير اختيار محمد وأبى عبيدة، وكذا يدخل فيه كل ذى رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذى رحم محرم منه؛ لأن الكل أصهار، ولو مات الموصى والمرأة فى نكاحه، أو فى عدته من طلاق رجعى، فالظاهر يستحق الوصية، وإن كانت فى عدة من طلاق بائن لايستحقها، لأن بقاء الصهرية ببقاء النكاح، وهو شرط عند الموت، كذا فى "الهداية".

(٥) قوله: "فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه" وكذا محارم الأزواج؛ لأن الختن اسم لزوج البنت، وزوج الأخت وزوج كل ذات رحم محرم منه، ومن كان ذا رحم محرم منهم؛ لأن الكل يسمى ختنًا، وأم الزوج وجدته وغيرهما فيه سواء، قال في "الهداية" قيل هذا في عرفهم، أى أهل الكوفة، أما في عرفنا فلا يتناول إلا أزواج المحارم، ويستوى في ذلك الحر والعبد، والأقرب والأبعد؛ لأن اللفظ يتناول الكل، ويستوى فيه الغنى والفقير والذكر والأثنى كلهم فيه سواء، لا يفضل أحدهم على الآخر من غير تفضيل الموصى، كذا في "الجوهرة".

(٦) بأن قال: ثلث مالي لذوي قرابتي. (ج)

(٧) وإنما اعتبر الرحم المحرم؛ لأن المقصود بهذه الوصية الصلة، فاختصت بالرحم المحرم كالنفقة وإيجاب العتق. (ج)

والوَلَدُ (١)، ويَكُونُ للاثنَينِ (٢) فَصَاعِدًا، وإذَا أُوصَى بذَلِكَ، ولَه عَمَّانِ وخَالان، فالوَصِيّةُ لِعَمَّيه عندَ أبى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (٣)، وإن كَانَ لَه عَمَّ وخَالانِ فلِلعَمَّ النِصفُ، وللخَالَين النصفُ وَللخَالَين النصفُ (١).

وقَالارَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: الوَصِيّةُ لَكُلّ مَن يَنسِبُ (٥) إِلَى أَقصَى أَبِ لَه فِي الإسلام، ومَن أوصَى لرَجُلِ بِثُلُثِ دَرَاهِمِه، أَو بِثُلْثِ غُنمِه، فَهَلَكَ ثُلْثَا ذَلِكَ (١)، وبَقِي تُلْثُه، وهُوَ يُخرَجُ (٧) مِن ثُلُثِ مَا بَقِي مَن مَالِه (٨)، فلَه جَمِيع مَا بَقِي (٩)، ومَن أوصَى بثُلُثِ ثِيَابِه، فهلك يُخرَجُ (٧) مِن ثُلُثِ مَا بَقِي مَن مَالِه (٨)، فله جَمِيع مَا بَقِي (٩)، ومَن أوصَى بثُلُثِ ثِيَابِه، فهلك

(٢) قوله: "ويكون للاثنين. . . إلخ "لأنه ذكر ذلك بلفظ الجمع، وأقل الجمع في المواريث اثنان بدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَه إِخْوَةٌ فَلاَمّه السّدُسُ ﴾ والمرادبه اثنان فما فوقها، وهذا كله في قول أبي حنيفة، ووجهه أن الوصية أخت الميراث، وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب، وقد قالوا: إذا أوصى لذى قرابة، ولم يقل لذوى فهو على الواحد؛ لأن هذا اسم للواحد.

فحاصله أن أبا حنيفة اشترط لهذه المسألة ستة شرائط: ١- القرابة ٢- وعدم الوراثة ٣- وأن لا يكون فيهم ٤- ولا ذو الجمعية ٥- والمحرمية ٦- والأقرب فالأقرب، ووافقه صاحباه في الثلاثة الأولى، وخالفاه في الثلاثة الأخيرة، فلم يشترطاها، وهي الجمعية والمحرمية والأقرب فالأقرب، كذا في "الجوهرة النيّرة".

- (٣) قوله: "فالوصية لعميه عند أبى حنيفة [وعندهما: أرباعًا لعدم اعتبارهما الأقربية]" لأنهما أقرب من الخالين؛ لأن قرابتهما من جهة الأب، والإنسان ينسب إلى أبيه، ألا ترى أن الولاية للعم دون الخال في النكاح، فتبت أنهما أقرب من طريق الحكم، كذا في "رد المحتار".
- (٤) قوله: "فللعم النصف، وللخالين النصف" لأن العم الواحد لا يقع عليه اسم السجماعة، فلا يستوجب الجميع، فإذا دفع إليه النصف وبقى النصف، صرف إلى الخالين؛ لأنهما أقرب إليه بعد العم، فيجعل في النصف الباقي كأنه لم يترك إلا الخالين، كذا في "رد المحتار".
  - (٥) قوله: "لكل من ينسب" لأن الاسم شامل للكل، والمحرم وغير المحرم فيه سواء، كذا في "الرمز".
    - (٦) أي الدراهم أو الغنم.
- (٧) قوله: "وهو يخرج" أي الثلث الباقي بعد هلاك الثلثين، يخرج من ثلث بقية مال الموصى، كذا في "غاية البيان".
  - (٨) سوى الدراهم أو الغنم.
- (٩) قوله: "فله [أى للموصى له] جميع ما بقى" وقال زفر رحمه الله: له ثلث ما بقى ؟ لأن كل واحد منهما مشترك بينهم، والمال المشترك يتوى (يهلك) ما توى منه على الشركة، ويبقى ما بقى عليها، وصار كما إذا كانت الشركة أجناسًا مختلفة.

<sup>(</sup>١) قوله: "ولا يدخل فيهم الوالدان. . . إلخ" لأن القرابة اسم لما يقرب من الإنسان بغيره، والأبوان أصل القرابة، والولد يقرب بنفسه، فلا يتناولهم الاسم، ولهذا قالوا: من قال للوالـد قريب، فهو عاق، ولأن الله تعالى عطف الأقربين على الوالدين، والمعطوف غير المعطوف عليه. (الجوهرة النيرة)

ثُلُثَاهَا، وبَقِى ثُلُثُهَا، وهُوَيَحرُجُ مِن ثُلُثِ مَا بَقِى مِن مَالِه، لَم يَستَحق إلا ثُلُثُ مَا بَقِى مِن الثَيَابِ(')، ومَن أوصَى لرَجُلِ بألفُ درهَم، وله مَالُ عَين ('') ودَين (''')، فإن خَرَجَ الألفُ مِن ثُلُثِ الثَيابِ ('')، وُمَن أوصَى لرَجُلِ بألفُ درهَم، وله مَالُ عَين ('') ودَين ('')، فإن خَرَجَ الألفُ مِن ثُلُث العَين ('')، وكُلمَا حَرَجَ الألفُ شَىءٌ مِن الدَينِ أَخَذَ ثُلْتُه، حَتّى يَستَوفِى الألف ('')، وتَجُوزُ الوَصِيّةُ للحَملِ وبالحَملِ ((^)، إذَا

ولنا أن في الجنس الواحد يمكن جمع حق أحدهم في الواحد، أى يمكن جمع حق شائع لكل واحد في فرد واحد، ولهذا يجرى فيه الجبر على القسمة مع ما فيه من الجمع، وإذا أمكن الجمع جمعنا حق الموصى له فيما بقى تقديمًا للوصية على الإرث؛ لأن الموصى له جعل حاجته في هذا المعين مقدمة على حق ورثته بقدر الموصى به، فكان حق الورثة كالتبع، وحق الموصى له كالأصل، والأصل في مال اشتمل على أصل وتبع إذا هلك شيء منه أن يجعل الهالك من التبع دون الأصل، كمال المضاربة إذا كان فيه ربح، وهلك بعضه يصرف الهلاك إلى الربح لا إلى رأس المال، بخلاف الأجناس المختلفة؛ لأنه لا يمكن الجمع فيها جبرًا على القسمة، فكذا تقديمًا.

(۱) قوله: "لم يستحق إلا ثلث ما بقى من الثياب" هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة، وأما إذا كانت من جنس واحد فهى بمنزلة الدراهم؛ لأن الثياب إذا كانت مختلفة لا يقسم بعضها فى بعض، فالباقى منها لا يجوز أن يستحق الموصى له بالقسمة، فلم تكن الوصية متعلقة بالباقى، فلا يجوز أن يستحق الموصى له أكثر من ثلثه. (الجوهرة)

- (٢) أي نقد غير دين .
  - (٣) على الآخر.
- (٤) بأن كان ثلاثة آلاف درهم نقد.
- (٥) قوله: "دفعت [الألف من العين]. . . إلخ "لأنه أمكن إيفاء كل ذى حق حقه من حير بخس، فيصار إليه . (الفاتح شرح القدوري)
- (٦) قوله: "دفع إليه ثلث العين. . . إلخ" لأن الموصى له شريك الوارث، وفي تخصيصه بالعين بخس في حق الورثة؛ لأن للعين فضلا على الدين، ولأن الدين ليس بمال في مطلق الحال، وإنما يصير مالا عند الاستيفاء، فإنما يعتدل النظر إلى الموصى له، والورثة بإيفاء كل ذي حق حقه من غير بخس في حق الآخر، وهو أن لا يتخصص الموصى له بالعين إذا لم يخرج الثلث من العين. (من "الجوهرة" وغيرها)
  - (٧) لأن حق الموصى له شائع في العين والدين ليأخذ منهما الثلث إلى أن يستوفي تمام حقه. (الفاتح)
- (٨) قوله: "وتجوز الوصية . . . إلخ "أى تجوز الوصية للحمل وبه إذا كان بينهما وبين ولادته أقل من ستة أشهر من وقت الوصية ، أما الأول فلأن الوصية أخت الميراث؛ لأنها استخلاف من وجه ، إذ الموصى له يخلفه في بعض ماله كالإرث، ولهذا لا يحتاجان إلى القبض، والجنين يصلح خليفة في الإرث، فكذا في الوصية ، إلا أنها ترتد بالرد؛ لأن فيها معنى التمليك بخلاف الإرث فإنه استخلاف مطلق، وبخلاف الهبة لأنها تمليك محض، ولا ولاية لأحد عليه حتى يملكه شيئًا.

فإن قيل: إن الوصية شرطها القبول، والجنين ليس من أهله، فكيف تصح؟ قلنا: الوصية تشبه الهبة وتشبه الميراث، فلشبهها بالهبة يشترط القبول إذا أمكن، ولشبهها بالميراث يسقط القبول إذا لم يمكن عملا بالشبهتين، أما الثاني فإنه تجرى فيه الوراثة، فتجرى فيه الوصاية؛ لما مر أن الوصية أخت الميراث، وقد تيقنا بوجوده يوم الموت إذا وَضَعَ لأَقَلَّ مِن سِتَّة أَشهُرٍ مِن يَومِ الوَصِيَّةِ، وإذَا أُوصَى لرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ (١) إلا حَملَهَا، صَحَّت الوَصيَّةُ والاستثنَاءُ .

ومَن أوصَى لرَجُلٍ بِجَارِيَة، فولَدَ ت بَعدَ مَوتِ المُوصِى قَبلَ أَن يَقبَلَ المُوصَى لَه وَلَدًا، ثُمَّ قَبِلَ المُوصَى لَه وهُمَا يَخرُجَانِ مِن الثُلُثِ، فهُمَا للمُوصَى لَه (٢)، وإن لَم يَخرُجَا مِن الثُلُثِ ضَربَ بالثُلُثِ، وأخذَ بالحِصّة مِنهُمَا جَمِيعًا (٢) في قُولِ أبى يُوسُفَ ومُحَمّد .

وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: يأخُذُ ذَلِكَ مِن الأمّ، فَإِن فَضُل شَىءٌ، أُخَذَ مِن الوَكِد، وتَجُوزُ الوَصِيّةُ بحِد مَةِ عَبده (١)، وسُكنَى دَارِه بسنِينَ مَعلُومَةٍ، وتَجُوزُ ذَلِكَ أَبدًا، فإن أَبت بالولد لأقل من سنة أشهر من يوم الموت، كذا في مجمع الأنهر ".

(١) قوله: "وإذا أوصى. . . إلخ" أى أوصى بها، واستثنى ما فى بطنها، فإنه يجوز؛ لأن الوصية أخت الميراث، فقد جعل الجارية وصية، وما فى بطنها ميرانًا، والميراث يجرى فيما فى البطن؛ ولأن اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظا لكنه يستحق بالإطلاق تبعًا، فإذا أفرد الأم بالوصية صح إفرادها، فإن قيل: إذا لم يتناوله اللفظ فكان ينبغى أن لا يصح الاستثناء؛ لأنه إخراج مما تناوله المستثنى منه.

قلنا: كفي بصحته التزئي بزيه، كما في استثناء إبليس من الملائكة على القول الصحيح بأنه من الجن على أن صحة الاستثناء لا يفتقر إلى التناول اللفظى بدليل صحة استثناء قفيز حنطة من ألف درهم، ولأن الأصل أن ما يصح أفراده بالعقد يصح استثناءه، ويصح افراد الحمل بالوصية، فيصح استثناءه، غاية الأمر أنه يكون استثناء منقطع بمعنى لكن حيث لم يدخل تحت اللفظ.

(٢) قوله: "فهما للموصى له" لأن الأم دخلت في الوصية أصالة، والولد تبعًا حين كان متصلا بها، فإذا ولدت قبل القسمة والتركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت حتى يقضى بها ديونه دخل في الوصية، فيكونان للموصى له، وقوله: فولدت بعد موت الموصى إنما قيد به لأنه لا يستحق ما ولدت قبل موت الموصى، ذكره في الكرخى، وقوله: قبل أن يقبل الموصى له لم يذكر هذا الشرط في "الهداية"، وصوابه قبل القسمة. (الجوهرة)

(٣) قوله: "وأخذ بالحصة منهما جميعاً" لأن الوصية تناولهما جميعاً، ولهذا استحقهما الموصى له إذا خرجا من الثلث، فإذا لم يخرجا جميعاً من الثلث ضرب فيهما بالحصة، وهذا قول أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة يأخذ ذلك من الأم، فإن فضل شيء أخذه من الولد؛ لأن الأم أصل في الوصية، والولد تبع فيها، والتبع لا يزاحم الأصل، فلو نفذنا الوصية فيهما جميعاً تنتقض الوصية في بعض الأصل، وذلك لا يجوز ؛ لأن فيه إبطال الأصل بالتبع، وهذا الخلاف إنما هو هكذا في سائر المتون والهداية، وفي "الجوهرة النيرة" على العكس، فجعل قولهما قول أبي حنيفة قولهما -والله أعلم-.

(٤) قوله: "وتجوز الوصية . . . إلخ" لأن المنفعة تحتمل التمليك ببدل وغير بدل حال الحياة ، فيحتمل التمليك بعد الممات كالأعيان دفعا للحاجة ، وهذا لأن الموصى يبقى العين على ملكه حتى يجعله مشغو لا بتصرفه موقوفًا على حاجته ، وإنما تحدث المنفعة على ملكه ، كما يستوفى الموقوف عليه المنفعة على حكم ملك الواقف ، ويجوز موقتًا ومؤبدًا كالعارية ، وهذا بخلاف الميراث ، فالإرث لا يجرى في الخدمة بدون الرقبة ؛ لأن الوراثة خلافة ، وتفسيرها أن يقوم الوارث مقام المورث فيما كان ملكًا للمورث ، وهذا إنما يتصور فيما يبقى وقتين ،

خَرَجَت رَقَبَةُ العَبد مِن الثُلُث، سُلّمَ إِلَيه (۱) للخدمة (۲). وإِن كَانَ لا مَالَ لَه غَيرَه خَدَمَ الوَرَثَةَ يُومَين (۲)، وللمُوصَى لَه عَادَ (۱) إِلَى الوَرَثَة، وإن مَاتَ المُوصَى لَه عَادَ (۱) إِلَى الوَرَثَة، وإن مَاتَ المُوصَى لَه في حَيَاة المُوصَى، بَطَلَت الوَصِيّة (۱)، وإذا أوصَى لوُلد فُلان، فالوَصِيّة بينَهُم للذَكرِ والأَنثَى سَوَاءٌ (۲)، وإِنَ أوصَى لوَرَثَة فُلانِ، فالوَصِيّة بينَهُم (۱) للذَكرِ مِثلُ حَظَّ الأَنثَين (۸).

ومَن أوصَى لزَيد وعَمرو بثُلُث مَاله، فإذَا عَمرٌ و مَيّتٌ، فالثُلُثُ كُلّه لزَيد (٩)، وإن قَالَ:

والمنفعة لا تبقى وقتين، فأما الوصية فإيجاب ملك بالعقد كالإجارة والإعارة، وكذا الوصية بغلة العبد والدار؟ لأنها بدل المنفعة، فأخذت حكمها، كذا في "مجمع الأنهر".

- (١) قوله "سلم إليه" [أي إلى الموصى له] لأن حق الموصى له في الثلث لا يزاحمه فيه الورثة. (الجوهرة)
  - (٢) وفي نسخة: ليخدمه.
- (٣) قوله: "خدم الورثة. . . إلخ" لأن حقه في الثلث، وحقهم في الثلثين، وهذا إذا لم يجز الورثة؛ لأن العبد لا يمكن قسمته أجزاءً؛ لأنه لا يتجزأ، ويمكن استيفاء خدمته على المهاياة، بخلاف الوصية بسكني الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث حيث يقسم عين الدار أثلاثًا للانتفاع؛ لأنه يمكن القسمة بالأجزاء وهو أعدل بالتسوية بينهما زمانًا وذاتًا، وفي المحاياة تقديم أحدهما زمانًا، ثم العبد الموصى بخدمته ليس للورثة أن يبيعوه إلا إذا جاز الموصى له بالخدمة، فإذا جاز لم ينتقل إلى العوض، كذا في "الجوهرة النيرة".
- (٤) قوله: "عاد" أى الموصى به وهو خدمة العبد وغلته، وسكنى الدار وغلتها إلى ورثة الموصى لا إلى ورثة الموصى لا إلى ورثة الموصى لا إلى ورثة الموصى أو جب الحق الموصى له ليستوفى المنافع على حكم ملكه، فلو انتقل الحق إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ذلك الموصى من غير مرضاته، وذلك أى استحقاق الملك من غير مرضاة المالك لا يجوز، كذا في "الجوهرة" مع بعض الزيادة.
- (٥) قوله: "بطلت الوصية" لأن إيجابها تعلق بالموت، ولأن من شرط صحة الوصية القبول، ومن شرط القبول أن يكون بعد موت الموصى، فإذا مات الموصى له قبل ذلك عدم هذا. (الجوهرة)
- (٦) قوله: "سواء" لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظامًا واحدًا، فإن لم يكن لفلان ولد من صلبه دخل في الوصية ولد الابن الذكور دون الإناث عند أبي حنيفة، وعندهما يدخل الإناث وتكون الوصية لهما جميعًا، كما في ولد الصلب، فلا يدخل أولاد البنات في ذلك في المشهور. (الجوهرة)
  - (٧) قوله: "فالوصية بينهم" لأنه لمانص على لفظ الوراثة علم أن قصده التفضيل كما في الميراث (الجوهرة)
- (٨) قوله: "للذكر مثل حظ الأنثيين" لأن الورثة اسم مشتق من الوراثة، وترتب الاسم على المشتق يدل على المشتق يدل على العلية، ألا ترى أن الله تعالى لما نص على الوراثة بقوله: ﴿وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ ﴾ ترتب الحكم عليها حتى وجبت النفقة بقدرها، ثم شرط هذه الوصية أن يموت فلان الموصى لورثته قبل موت الموصى، حتى يعرف ورثته منهم، حتى لو ما إذا أوصى لولده. (تكملة البحر)
- (٩) قوله: "فالثلث كله لزيد" لأن الميت ليس بأهل للوصية، فلا يزاحم الحى الذى هو من أهلها كما إذا أوصى لزيد وجدار، وعن أبى يوسف إذا لم يعلم الموصى بموته فله نصف الثلث؛ لأن الوصية عنده أى الموصى صحيحة لعمرو فلم يرض للحى إلا نصف الثلث، بخلاف ما إذا علم بموته؛ لأن الوصية للميت لغو، فان راضيًا

ثُلُثُ مَالِى بَينَ زَيد وعَمرو، وزَيدٌ مَيّتٌ كَانَ لعَمرو نصفُ الثُلُثِ (١)، ومَن أوصَى بثُلُثِ مَالِه، ولا مَال كَه، ثُمّ اكتَسَبَ مَالا استَحَقّ المُوصَى لَه ثُلُثَ مَا يَملِكُه عِندَ المَوتِ (٢).

### كتَابُ الفَرَائض (٣)

المُجمَعُ عَلَى تَورِيثهِ مِن الذُكُورِ (١) عَشَرَةٌ (١) الإبنُ وابنُ الإبنِ وإن سَفَلَ، والأبُ والجُدّ أَبُو الأبِ وإن عَلا، والأخُ وابنُ الأخِ والعَمّ وابنُ العَمّ والزَوجِ ومَولَى النعمَة (٢)، ومِن الإناث سَبعٌ (٧): البنتُ وبنتُ الإبن (٨) والأمّ والجَدّةُ والأختُ والزَوجَةُ ومَولاةُ النعمَةِ .

بكل الثلث للحي، كذا في "الهداية".

(۱) قوله: "نصف الثلث" لأن كلمة بين كلمة تقسيم واشتراك، فقد أوصى لكل واحد منهما بنصف الثلث، بخلاف ما تقدم، ألا ترى أن من قال: ثلث مالى لفلان وسكت، كان له كل الثلث، ولو قال: ثلث مالى بين فلان وسكت، لم يستحق الثلث. (الجوهرة)

(٢) قوله: "عند الموت" لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت، ويثبت حكمه بعد الموت، فيشترط وجود المال عند الموت، لا قبله، وكذا لو كان له مال وهلك ثم اكتسب مالا لما بينا. (الجوهرة)

(٣) قوله: "كتاب الفرائض" الفرائض جمع فريضة من الفرض، وهو التقدير، يقال: فرض القاضى النفقة أى قدرها، وفي الاصطلاح: النصيب المقدر للوارث شرعًا، ثم نقل الجمع علما لهذا العلم كالأنصار. وهي علم بأصول من فقه وحساب يعرف حق كل من التركة، وموضوعه التركات وحده.

وأركانه ثلاثة: وارت ومورث وموروث، وشروطه ثلاثة: موت مورث حقيقة أو حكماً كمفقود، أو تقديراً كالحمل والعلم بجهة إرثه، وهذا يختص بالقضاء، ولهذا شرط في هذا العلم بالأنساب كما شرط المهارة في علم الحساب. وأما أسبابه وموانعه فتأتى في الكتاب، كما في "الدر المنتقي"، وسمى هذا العلم فرائض لأن الله تعالى قدر بنفسه، ولم يفوض تقديره إلى ملك مقرب ولا نبى مرسل، وبيّن نصيب كل واحد من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، بخلاف سائر الأحكام كالصلاة والزكاة والحج وغيرها، فإن النصوص فيها مجملة، وأن السنة بينتها وهذا العلم من أشرف العلوم، قال على العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة»، وقد حت على تعليمه وتعلمه بقوله: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتى، كذا في "مجمع الأنهر". فإن قيل: ما معنى قوله: فإنها نصف العلم، قيل: لأن للإنسان حالتين حالة حياة وحالة موت والفرائض من أحكام الموت، فيكون لفظ النصف ههنا عبارة عن قسم عن قسمين، ومناسبتها بالوصايا أن الوصية تصرف في حال مرض الموت والفرائض بعد الموت، كذا في " الجوهرة النيرة".

- (٤) وفي "الجوهرة": الرجال.
- (٥) قوله: "عشرة . . . إلخ" إنما أراد بهذا من يستحق الميراث في الجملة ، وإن اختلفوا في الاستحقاق وتقديم بعضهم على بعض فيه . (الجوهرة)
  - (٦) أي مولى العتاقة .
- (٧) قوله: "سبع البنت. . . إلخ" أما الجدة ومولاة النعمة فلا ذكر لميراثها في القرآن، وإنما ثبت

ولا يَرِثُ أَربَعَةٌ (١): المَملُوكُ والقَاتِلُ مِن المَقتُولِ والمُرتَدّ وأهلُ المِلتَينِ (٢) .

والفُرُّوضُ المَحدُودَةُ فِي كَتَابَ اللهِ تَعَالَى ستَّةٌ (آ): النصفُ والرُّبُعُ وَالثُمُنُ والثُلُثَانِ والثُلُثَ والشُكُن والثُلُثُ والسُدُسُ، والنصفُ فَرضُ حَمسَة: البِنتُ وبِنتُ الإبنِ إِذَا لَم تَكُن بِنتُ الصُلبِ والثُلُثُ والسُدُسُ، والنصفُ فَرضُ حَمسَة : البِنتُ وبِنتُ الْبِوامِ وَالرَّوجُ إِذَا لَم يَكُن للمَيّتَ والأحتُ لأب وأمّ (أ) والزَوجُ إِذَا لَم يَكُن للمَيّت وَلدٌ ولا وَلدُ ابنِ وإن سَفَلَ ، والمُربُعُ للزَوجِ مَعَ الوَلدِ ، أو وَلدِ الابنِ وإن سَفَلَ ، وللمَرأة (١) إِذَا لَم يَكُن للمَيّت وَلدٌ ولا وَلدُ المَيّت وَلدٌ ولا وَلدُ ابن (٧) .

والثُمُنُ للزَوجَاتِ مَعَ الوَكدِ (^)، أو وَلدِ الابنِ، والثُلْثَانِ (١) لكُلّ اثنَينِ فَصَاعِدًا مِمّن

بالحديث، وذلك لما روى أن جدة قد جاءت إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه تطلب ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئًا، فقام إليه المغيرة بن شعبة فقال: شهدت أن رسول الله تشخ وقد جاءته جدة تطلب ميراثها، ففرض لها السدس، فأوجب لها أبوبكر رضى الله عنه ذلك، وأما مولاة النعمة فلها الميراث، لقوله عليه السلام: «تحرز المرأة ميراث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت به»، والمرادب لقيطها "والله أعلم ولدها من الزنا، وقال عليه السلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب»، كذا في "الجوهرة النيرة".

(A) وفي نسخة: الابنة وابنة الابن وإن سفلت، كذا في ج.

(۱) قوله: "ولا يرث أربعة... إلخ" أما المملوك فلان الميراث نوع تمليك، والعبد لا يملك فلأن ملكه سيده، ولا قرابة بين السيد والميت، وكذا كل من في رقبته شيء من الرق كالمكاتب والمدبر وأم الولد، فإنه لا يرث ولا يورث إلا المكاتب إذا مات عن وفاء، فإنه يؤدى منه مكاتبته، ويحكم بحريته قبل موته، فلا فضل، وما فضل يكون ميراثا عنه، وأما المستسعى فإنه ينظر إن كان يسعى لفكاك رقبته فهو كالمكاتب عند أبي حنيفة، وعندهما كحر مديون، وأما المقاتل فلا يرث من المقتول لا من الدية ولا من غيره، فلقوله عليه السلام: "لا يرث القاتل"، ولأنه حرم الميراث عقوبة له؛ لأنه استعجل ما أخره الله، فمنع من الميراث، وهذا إذا كان قتلا يتعلق به القصاص والكفارة، أما ما لا يه ملق به ذلك لا تمنع الميراث، وقد بينا ذلك في الجنايات، وأما المرتد فلا يرث من مسلم ولا ذمي ولا مرتد، وأما أهل ملتين فلقوله عليه السلام: "لا يتوارث أهل ملتين". (ج)

- (٢) وفي نسخة : ملّتين .
- (٣) والدلائل في "السراجية" و "الشريفية".
  - (٤) وفي نسخة: ولا أخوها.
- (٥) وما فضل من هذا يصرف إلى العصبة. (ج)
  - (٦) وفي نسخة: وللزوجات. (الجوهرة).
- (٧) وإنما خص ولد الابن في المسألتين؛ لأن ولد البنت ذو رحم لا يبرث إلا مع ذوى الأرحام، فلا يحجب الزوجين. (ج)
- (٨) قوله: "والثمن للزوجات مع الولد" لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ التَّمُنُ مِمَّا تَرَكتُم ﴾ وإن كان أكثر من واحدة اشتركن فيه لوجهين: أحدهما: أن لا يلزم الإجحاف ببقية الورثة؛ لأنه لو أعطى كل واحدة

فَرضُهُ النِصفُ إلا الزَوجَ، والثُلُثُ للأمِّ (') إذَا لَم يَكُن للمَيَّتِ وَلَدُّ ولا وَلَدُ ابنِ، ولا اثنَانِ مِن الإحوة والأحَوة والأحَواتِ فَصَاعِدًا، ويُفرَضُ لَهَا فِي مَسألَتَينِ ثُلُثُ مَا بَقِي، وهُمَا زَوجٌ وأبوانِ وَالمَوَّةُ ('') وهُو ('') وهُو ('') لكُل اثنَينِ فَصَاعِدًا وَامرَأَةُ ('') وأبوانِ، فلَهَا ثُلُثُ مَا بَقِي بَعدَ فَرضِ الزَوج أو الزَوجة ("')، وهُو ('') لكُل اثنَينِ فَصَاعِدًا مِن ولَد الأمّ، ذُكُورُهُم وإنَائُهُم فِيه سَوَاءٌ ('')، والسُدُسُ فَرضُ سَبعَة لكُل وَاحِد مِن الأبوينِ مَعَ الولد، أو ولَد الإبنِ ('')، وهُو للأمّ مَعَ الإحوة ('')، وهُو للجَدّات ('^) والجَدّ مَعَ الولد، أو ولَد

منهن ربعاً يأخذ الكل إذا ترك أربع زوجات بلا ولد، والنصف مع الولد.

والثانى: أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضى مقابلة الفرد بالفرد، كقولهم: ركب القوم دوابهم ولبسوا ثيابهم، فيكون لواحد الربع أو الثمن عند انفرادها بالنص، وإذا كثرت وقعت المزاحمة بينهن، فيصرف إليهن جميعًا على السواء لعدم الأولوية، ولفظ الولد يتناول ولد الابن، فيكون مثله بالنص أو بالإجماع، فتصير له حالتان، كذا في "مجمع الأنهر".

<sup>(</sup>٩) وهو قول عامة الصحابة، وبه أخذ علماء الأمصار والأقطار إلا البعض.

<sup>(</sup>١) قوله: "والثلث للأم. . . إلخ "لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَم يَكُن لَه وَلَدٌ وَوَرَبَّه أَبُواه فَلاَمّه النَّلُثُ فَإِن كَانَ لَه إِخوَةٌ فَلاَمّه إلسَّدُسُ ﴾ ولفظ الجمع يطلق على الاثنين، فتحجب الأم بهما من الثَلث إلى السدس من أى جهة كانا، أو من جَهتين؛ لأن لفظ الإخوة يطلق على الكل، وهذا قول جمهور الصحابة، وروى عن ابن عباس: أنه لم تحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة عملا بظاهر الآية. (من "الجوهرة" و"العيني" و"التكملة")

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: أو زوجة.

<sup>(</sup>٣) قوله: "بعد فرض الزوج أو الزوجة" مثلا إذا ترك الميت أبًا وزوجًا، وأما يكون للزوج النصف وللأم ثلث النصف النصف الثلاثة للزوج، والواحد للأم، والمسألة تكون من الستة، الثلاثة للزوج، والواحد للأم، والاثنان للأب، وإذا ترك أبًا وزوجة وأما يكون للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقى، وهو ربع الكل، وللأب ما بقى، والمسألة من أربعة، الواحد للزوجة، والاثنان للأب، والواحد للأم، ولو كان مكان الأب جد فلها ثلث جميع المال بالإجماع، والباقى للجد. (الجوهرة وغيرها)

<sup>(</sup>٤) أي الثلث.

<sup>(</sup>٥) قوله: "سواء" لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكَنَّرَ مِن ذَلِكَ فَهُم شُرُكَاءُ فِي التَّلُثِ﴾، وهذا يقتضى التساوي بينهم. (الجوهرة النيّرة)

<sup>(</sup>٦) قوله: "مع الولد، أو ولد الابن . . . إلخ " وبيان ذلك أنه تعالى قال: ﴿وَلا بَويه لِكُلّ وَاحد مّنهُمَا السُدُسُ مِمّا تَركَ إِنْ كَانَ لَه وَلَدُ ﴾ فهذا تنصيص على أن فرض الأب مع الولد هو السدس، لكن اسم الولد يتناول الابن والبنت، فإن كان مع الأب ابن فله فرضه، أعنى السدس، والباقى للابن لقوله عليه الصلاة: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر»، وأولى الرجال من العصبات هو الابن وإن كانت معه بنت فله سدس، وللبنت النصف الفرض، وما بقى فللأب؛ لأنه أولى رجل ذكر من العصبات عند عدم الابن وابنه، وليس دخول ولد الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز، بل هو من باب عموم المجاز،، أو عرف كون حكم ولد الابن كحكم الولد بدليل آخر، وهو الإجماع، كذا في "رمز الحقائق" وغيره من "المعتبرات".

الإبن ولبننات الإبن مَعَ البنت (١) وللأخوات للأب مَعَ الأحت للأب والأمّ، وللوَاحِد مِن وَلَد الأمّ (٢)، وتَسقُطُ الجَدّ اتُ بالأمّ (٣)، والجَدّ والإخوَةُ والأخوَاتُ بالأب .

ويَسقُطُ وَلَدُ الأَمّ بِأَربَعَة (أَ): بِالوَلَدِ وَوَلَدِ الإِبنِ وَالأَبِ وَالْجَدَّ (أَ) وَإِذَا استَكمَلَت البَنَاتُ الثُلُثَيَنِ، سَقَطَت بَنَاتُ الإِبنِ إِلا أَن يَكُونَ بِإِزَاءِهِنَ (أَ)، أَو أَسفَلَ مِنهُن ّابنُ ابنِ فيُعَصّبُهُن (٧)، وإذَا استَكمَلَ الأَخوَاتُ لأَبِ وأمّ الثُلُثَينِ، سَقَطَت الأَخوَاتُ لأَبِ إلا أَن

- (٨) وفي نسخة: وللجد.
- (١) وفي بعض النسخ: ابنة الصلب.
- (٢) والتفصيل في "السراجية" و "الشريفية".

- (٤) وفي نسخة: بأحد أربعة.
  - (٥) وهذا لا خلاف فيه.
  - (٦) وفي نسخة: معهن أو .
- (٧) قوله: "فيعصبهن" ويكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الذكر من أولاد الابن يعصب الإناث اللاتى في درجته إذا لم يكن للميت ولد صلبى بالاتفاق في استحقاق جميع المال، فكذا يعصبها في استحقاق الباقى من الثلثين من الصلبتين، وإليه ذهب عامة الصحابة وعليه جمهور العلماء.

وقال ابن مسعود: لا يعصبهن بل الباقى كله لابن الابن، ولا شيء لبناته إذ لو جعل الباقى ههنا بينهم للذكر مثل حظ الأنثين لزاد حق البنات على الثلثين، وقد قال عليه السلام: «لا يزاد حق البنات على الثلثين»، وأيضًا الأنثى إنما تصير عصبة بالذكر إذا كانت ذات فرض عند الانفراد عنه كالبنات والأخوات، وأما إذا لم تكن كذلك، فلا تصير به عصبة كبنات الإخوة والأعمام مع بينهم، وأجيب عن الأول بأن استحقاق الصلبيتين بالفرض

<sup>(</sup>٧) قوله: "وهو للأم مع الإخوة" والأخوات فصاعدًا، سواء كانا من جهة الأبوين معا أو من جهة الأب أو من جهة الأب أو من جهة الأب أو من جهة الأم، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَه إِخْوَةٌ فَلاَمّة السّدُّسُ ﴾ ولفظ الإخوة يتناول الكل للاشتراك في الإخوة، وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة خلافًا لابن عباس فإنه جعل الثلاثة من الإخوة والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين، فلها معهما الثلث عنده بناء على أن الإخوة صيغة الجمع، فلا يتناول المسمى، ورد بأن حكم الاثنين في الميراث حكم الجماعة، ألا ترى أن البنتين كالبنات، والأختين كالأخوات في استحقاق الثلثين، فكذا في الحجب، وأيضًا الجمع المطلق مشترك بين الاثنين وما فوقهما، وهذا المقام يناسب الدلالة على الجمع المطلق، فدل لفظ الإخوة عليه، كذا في "الشريفية".

<sup>(</sup>٣) قوله: وتسقط الجدات بالأم... إلخ "سواء كن من قبل الأب أو من قبل الأم، وكذلك الجدة أم الأب تسقط مع ابنها والأب يحجب الجدات من قبل نفسه، ولا يحجب الجدات من قبل الأم، حتى إن أم الأم ترث مع الأب والحدات ست: ثنتان لك، وثنتان لأبيك، وثنتان لأمك، وكلهن وارثات غير أم أب الأم، فإنه لا شيء لها، واعلم أن كل من لا يرث لا يحجب أحدًا من أهل الميراث كالابن إذا كان قاتلا أو عبدًا أو كافرًا فإنه لا يرث ويجعل بمنزلة الميت، وليس هذا كالاثنين من الإخوة والأخوات أنهما لا يرثان مع الأب ومع ذلك يحجبان الأم من الثلث إلى السدس؛ لأنهما من أهل الميراث في الأصل، إلا أن الأب حجبهما، كذا في "الجوهرة النيرة".

يَكُونَ مَعَهُن أَخْ لَهُن فيعصبهُن

### بَابُ العَصبَات (٢)

وأقرَبُ العَصَبَاتِ البَنُونَ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ بنُوهُم، ثُمَّ الأبُ، ثُمَّ الجَدّ، ثُمَّ بَنُو الأبِ وَهُم الإخوَةُ (۱)، ثُمَّ بنُو الجَدّ وَهُم الأعمَامُ، ثُمَّ بَنُو أَبِ الجَدّ (۱)، وإذَا استَوَى بَنُو أَبِ فِي دَرَجَة (۱)، فأولاهُم مَن ثُمَّ بَنُو الجَدّ وَهُم الأعمَامُ، ثُمَّ بَنُو أَبِ الجَدّ (۱)، وإذَا استَوَى بَنُو أَبِ فِي دَرَجَة (۱)، فأولاهُم مَن ثُمَّ بَنُو المَّ عَمَامُ، والإبنُ والإبنو والإحوةُ يُقَاسِمُونَ أَخَوَاتَهُم (۱) للذَكرِ مِثلُ حَظّ كَانَ (۱) مِن أَبِ وأمَّ (۱)

واستلحاق بنات الابن بالتعصيب، وهما السببان مختلفان، فلا يضم أحد الحقين إلى الآخر، فلا زيادة على الثلثين، وعن الثاني بأن بنت الابن صاحبة فرض عند الانفراد عن ابن الابن، لكنها محجوبة بالصلبيتين ههنا.

ألا ترى أنها تأخذ النصف عند عدم الصلبيات، بخلاف بنات الأخ والعم، إذ لا فرض لها عند انفرادها عن ابنهما، فلا تصير عصبة، هذا كله إذا كان ابن ابن بإزاءهن، أما إذا كان أسفل منهن، فالحكم كذلك عندنا في ظاهر المذهب خلافًا لبعض المتأخرين، كما صرّح به في "الشريفية".

- (١) ولا يعصبهن ابن الأخ -والله أعلم-. (ج)
- (٢) قوله: "باب العصبات" العصبة نسبية وسبية، أما العصبية النسبية فثلاثة عصبة بنفسه، وعصبة لغيره، وعصبة مع غيره، أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم أربعة أصناف جزء الميت وأصله وجزء لأبيه كالأخ وجزء جده كالعم، وأما العصبة بغيره فأربع من النسوة، وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان، وأما العصبة من غيره، فكل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى بالأخت مع البنت، وأما العصبة السبية فالمعتق ثم عصبة على الترتيب الذي في العصبات النسبية . (من "السراجية" وغيرها)
- (٣) قوله: "البنون [الأنه فرعه، وهو أقرب إليه من أبيه؛ لأن الأب أصل الأصل]. . . إلخ" إنما قدّم البنون على الأب؛ لأنهم فروع الميت والأب أصله، واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال الأصل بفرعه، ألا ترى أن الفرع يتبع أصله ويصير مذكورًا مذكر الأصل دون العكس، فإن البناء والأشجار يدخل في بيع الأرض، ولا تدخل في بيعهما، وظهور اتصالهم يدل على أنهم أقرب إلى الميت في الدرجة حكمًا، وإن لم يكن ذلك حقيقة؛ لأن الاتصال من الجانبين بغير واسطة، وقدم بنو البنين وإن سفلوا على الأب؛ لأن سبب استحقاقهم أيضًا البنوة المقدمة على الأبوة، وكون الأب أقرب درجة من الجد ظاهر كظهوره فيما بين الابن وابن الابن. (الشريفية على السراجية)
- (٤) قوله: "وهم الإخوة" تأخير الإخوة عن الجدوإن علا قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو المختار للفتوى، خلافًا لهما، وللشافعي قيل: وعليه الفتوى، كذا في "الدر المختار" قوله قيل، وعليه الفتوى قاله صاحب "السراجية" في شرحه عليها، وأشار إلى أن المعتمد هو الأول، وهو مذهب سيدنا أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه. (رد المحتار على در المختار)
  - (٥) وهم أعمام الأب.
  - (٦) وفي نسخة: واحدة.
  - (٧) لأنه أقرب تعصيبًا وولاية . (ج)
  - (A) وفي نسخة: للأب والأم في "الجوهرة".
  - (٩) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا ونِسَاءً فَلَلذَّكَرِ مِثِلُ حَظَّ الْأُنثَيَينِ﴾. (الشريفية)

الأنثَيَينِ، ومَن عَدَاهُم مِن العَصَبَاتِ يَنفَرِدُ بِالسمِيرَاتِ ذُكُورُهُم دُونَ إِنَاثِهِم، وإِذَا لَم يَكُن (١) عَصَبَةٌ مِن النَسَبِ، فالعَصَبَةُ هُوَالسمَولَى السمُعتِقُ، ثُمَّ الأقرَبُ فالأقرَبُ مِن عَصَبَتِه المَولَى .

### بَابُ الحَجب (٢)

وتُحجَبُ الأمّ مِن الثُلُثِ (٣) إلى السُدُسِ (٤) بالوَلد، أو وَلد الإبنِ، أو أَحَوَينِ (٥) والفَاضِلُ عَن وَالْفَاضِلُ عَن فَرضِ البَناتِ لِبَنى الإبنِ وأَحَواتِهِم للذَكرِ مِثلُ حَظّ الأنتَينِ، والفَاضِلُ عَن فَرضِ الأَخوَاتِ للأَبِ والأَحْوَةِ والأَحَواتِ مِن الأَبِ للذَكرِ مِثلُ حَظّ الأنتَينِ، وإذَا فَرضِ الأَخوَاتِ للأَبِ والأَمّ للإحوة والأَحواتِ مِن الأَب للذَكرِ مِثلُ حَظّ الأَنتَينِ، وإذَا تَركَ بِنتًا وبَنَاتِ إبنٍ وبَنِي إبنٍ، فللبِنتِ النِصفُ، والبَاقِي لبَنِي الإبنِ وأَحَواتِهِم للذَكرِ مِثلُ حَظّ الأَنثَين .

وكَذَلِكَ (٢) الفَاضِلُ عَن فَرضِ الأحت للأبِ والأمّ لبنِي الأبِ وبَنَاتِ الأبِ للذَكرِ مثلُ حَظّ الأنتَيَينِ، ومَن تَرَكَ إبنَى عَمّ، أحَدُهُمَا أَخٌ لأمّ، فللأخ السُدُسُ، والبَاقِي بَينَهُمَا نَصْفَانِ (٧)، والمُشتَركة أن تَترُك الممرأة زُوجًا وأمًا، أو جَدةً وإخوة مِن أمّ، وأخًا (٨) مِن أبِ وَمَن فللزَوجِ النِصفُ، وللأمّ السُدُسُ، ولأولا والأمّ الثُلُثُ، ولا شَيءَ للإخوة للأبِ والأمّ (٩).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: للميت.

<sup>(</sup>٢) قوله: "باب الحجب" الحجب في اللغة المنع، وفي اصطلاح أهل هذا العلم منع شخص معين عن ميراثه إما كله ويسمى حجب الخرمان، أو بعضه ويسمى حجب النقصان بوجود شخص آخر. (الشريفية مع الوضاحة والتفصيل)

<sup>(</sup>٣) لها الثلث؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَم يَكُن لَه وَلَدٌ وَوَرِتُه أَبُواه فَلأَمَّه الثُّلُثُ﴾.

<sup>(</sup>٤) لقوله تعالى: ﴿وَلاَّبُويه لِكُلِّ وَاحِد منهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَه وَلَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) لقوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ لَه إِخْوَة فَلاَّمَّه السَّدُسُ﴾.

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة: كذا.

<sup>(</sup>٧) لأن للأخ قرابتين من جهتين. (ج)

<sup>(</sup>٨) وفي نسخة: إخوة.

<sup>(</sup>٩) قوله: "ولا شيء للإخوة . . . إلخ" وقال الشافعي: الثلث بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم بالسوية، لنا أن الله تعالى جعل للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، فاستغرقت الفريضة،

### بَابُ الرَد<sup>ّ(۱)</sup>

والفَاضِلُ عَن فَرضِ ذَوى السِهَامِ إِذَا لَم تَكُن عَصَبَةً مَردُودٌ عَلَيهِم بِقَدرِسِهَامِهِم إلا عَلَى الزَوجَينِ (٢) ، ولا يَرِثُ القَاتِلُ مِن المَقتُولِ (٣) ، والكُفرُ (١) مِلَّةُ وَاحِدَةُ يَتَوَارَثُ بِه أَهلُه ، ولا يَرِثُ المَسلِمُ الكَافرُ المَسلِمَ (٥) ، ومَالُ المُرتَد لوَرَثَتِه (١) المُسلمِينَ (٧) ، ومَا يَرِثُ الممسلمُ الكَافرُ الكَافرُ الممسلمِينَ (٧) ، ومَا لَا المُرتَد لوَرَثَتِه فَى حَالِ رِدِّتِه فَى ءُ (٨) ، وإذَا غَرَقَ جَمَاعَةٌ ، أو سَقَط (٩) عَلَيهِم حَائِطٌ ، فلَم (١) يُعلَم مَن مَاتَ مِنهُم أوّلا ، فمَالُ كُل وَاحِد مِنهُم للأحياءِ مِن وَرَثَتِه (١١) ، وإذَا اجتَمَع للمَجُوسِي قَرابَتَانِ لَو تَفَرَّقَتَا فِي شَخصَينِ (٢) وَرَثَ أَحَدُهُمَا مَعَ الأَخْرِ وَرِثَ بِهِمَا، ولا يَرِثُ المَجُوسِي قَرَابَتَانِ لَو تَفَرَّقَتَا فِي شَخصَينِ (٢) وَرَثَ أَحَدُهُمَا مَعَ الأَخْرِ وَرِثَ بِهِمَا، ولا يَرِثُ المَجُوسِي

وقال رسول الله ﷺ: ما أبقت الفرائض، فلأولى عصبة ذكر، ولم يبقَ لهم شيء -والله أعلم-. (الجوهرة)

- (١) قوله: "باب الرد" لما فرغ من بيان ذوى الفروض والعصبات والحجب شرع في بيان الرد، وهو ضد العول، إذ به تنتقض سهام ذوى الفروض، ويزداد أصل المسألة، وبالرد تزداد السهام، وينقص أصل المسألة. (الشريفية مع الزيادة)
  - (٢) وعند المتأخرين يرد على الزوجين أيضًا لعدم بيت المال.
    - (٣) وقد مرّ .
    - (٤) وفي بعض النسخ: كله.
      - (٥) وقد بينا ذلك. (ج)
        - (٦) وفي نسخة: من.
    - (٧) يعنى ما اكتسبه في حال إسلامه . (ج)
- (٨) قوله: "فيء" هذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: هو لورثته من المسلمين؛ لأنه لما لم يرثه ورثته الكفار ورثه المسلمون؛ ولأن من أصلهما أن ملكه لا يزول بالردة، فحاله بعد الردة في كسبه كحاله قبلها، ولأبي حنيفة أن المرتد مباح الدم، فوجب أن يكون ما في يده في تلك الحالة فيتًا كحال الحربي، ثم على قول أبي حنيفة وارث المرتد يعتبر حاله يوم الردة، فإن كان حرّا مسلمًا يوم ردته ورثه، وإن كان عبدًا أو كافرًا يوم الردة لم يرثه، وإن أعتق أو أسلم قبل أن يموت أو يقتل أو يحكم بلحاقه لم يرثه، كذا في "الجوهرة النيّرة".
  - (٩) كذا في ج.
  - (١٠) وفي نسخة: ولم.
  - (١١) ولا يرث بعضهم من بعض؛ لأنه يحكم بموتهم جميعًا معًا. (ج)
- (۱۲) قوله: "وإذا اجتمع في المجوسي [وفي بعض النسخ: في المجوسي] قرابتان لو تفرقتا في شخصين . . . إلخ "فإذا اجتمع في شخص ورث بهما جميعًا، تفسيره مجوسي تزوج أمه فولدت له بنتا ثم مات عن أم هي زوجته، وعن بنت هي أخته لأمه، فلا ترث الأم بالزوجة ولا ابنته بالأختية؛ لأن الأخت للأم لا ترث مع الابنة، ولكن للأم السدس باعتبار الأمومية، وللابنة النصف، والباقي للعصبة.

مجوسي تزوَّج بنته فولدت له ابنتين فمات المجوسي ثم ماتت إحدى الابنتين فإنها ماتت عن أم هي أخت

بالأنكحة الفاسدة (١) التي يَستَحلّونَهَا في دِينهِم، وعَصَبَةُ وَلَد الزِنَا ووَلَد المُلاَعِنَة مَولَى أُمّهِمَا أَلَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلَّهُ عَمَا أَلُهُ عَمَا أَلُهُ عَمَا أَلُهُ عَمَا أَلُهُ عَمَا أَلُهُ عَمَا أَلُهُ تَعَالَى . وَالجَدّ أُولَى بِالمَيرَاثِ (٥) مِن الإِخوةِ عِندَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى .

وقَالَ أَبُو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى: يُقَاسِمُهُم إلا أَن تَنقُصَه المُقَاسَمَةُ مِن الثُلُثِ (٢)، وإذَا اجتَمَع الجَدّاتُ، فالسُدُسُ لأ قربِهِن (٧)، ويَحجُبُ الجَدّ أمّه (٨)، ولا تَرِثُ أمّ أبِ

لأب، وعن أخت لأب وأم، فللأم السدس بالأمومية، وللأخت للأب والأم النصف، وللأم السدس بالأختية للأب؛ لأنا لما اعتبرنا الأختية للأب التي وجدت في الأم لاستحقاق السدس بها صار ذلك كالموجود في شخص آخر كأنها تركت الأختين وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، كذا في "المستصفى". (الجوهرة)

- (١) قوله: "ولا يرث المجوسي. . . إلخ" لأن النكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين المسلمين، فلا يوجبه بين المجوس بخلاف الأنساب.
- (٢) قوله: "مولى أمهما [وفى نسخة: بكل واحدة منهما، كذا فى "الجوهرة"]... إلخ "لأنهما لا أب لهما، والنبى على ألحق ولد الملاعنة بأمه، فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب، فيرد قرابة أمه، فلو ترك أمّا وبنتًا والملاعن فللبنت النصف، وللأم السدس، والباقى يرد عليهما، وهكذا ولد الزنا إلا أنهما يفترقان فى مسألة واحدة وهو أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث لأخ لأم، وولد الملاعنة يرث التوأم ميراث أخ لأب وأم، كذا فى "مجمع الأنهر".
  - (٣) وفي نسخة: من الأمهات.
- (٤) قوله: "في قول أبي حنيفة" وهذا إذا لم يكن للميت ولد سوى الحمل، أما إذا كان له ولد سواه، فإن كان ذكرا أعطى خمس المال، وأوقف أربعة أخماسه، وإن كان أنثى أعطيت تسع المال وأوقف ثمانى أتساعه، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يعطى الابن نصف المال، قال محمد رحمه الله: ثلث المال؛ لأن المرأة لا تلد في العادة في بطن واحد أكثر من اثنين، فيستحق هذا الموجود الثلث، ولأبي يوسف أنها تلد في العادة ولدا واحداً، فيجوز أن يكون أنثى، ولأبي حنيفة أن أكثر ما تلد المرأة في بطن واحد أربعة بنين، فتستحق الابن الخمس، والبنت تستحق النسع، والفتوى على قول أبي يوسف، هذا كله إذا عرف وجوده في البطن، بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ مات المورث، أما إذا جاءت به لأكثر من ذلك، فلا ميراث له إذا كان النكاح قائما، فإن كانت معتدة إن جاءت به لأقل من سنتين منه، وقعت الفرقة بموت أو طلاق، فهو من جملة الورثة، كذا في المستصفى ". (الجوهرة)
  - (٥) وفي نسخة: بالمال.
- (٦) قوله: "إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث" ثم على قولهما: للجد حالتان: إحداهما: إذا لم يكن هناك صاحب فرض فهو هناك صاحب فرض فهو مخير بين المقاسمة وبين ثلث جميع المال، والثانية: إذا كان هناك صاحب فرض فهو مخير بين ثلاثة أشياء إما المقاسمة أو ثلث ما بقى أو سدس جميع المال.

بيانه: جد وأخ للجد النصف وللأخ النصف، جد وأخوان الثلث والمقاسمة ههنا سواء جد وثلاثة إخوة الثلث ههنا خير له من المقاسمة، فإن كان معهم صاحب فرض أعطى فرضه ثم ينظر إلى ثلث ما بقى وإلى سدس جميع المال وإلى المقاسمة، تنظر أولا إلى ثلث ما بقى، وإلى سدس جميع المال إليهما خير له، ثم تنظر إلى

مختصر القدوري الأمراً بسَهم، وكُلُّ جَدَّةٍ تَحجُبُ أُمَّهَا (٢)

### بَابُ ذَوى الأرحَام<sup>(٣)</sup>

وإذَا لَم يَكُن للمَيَّتِ عَصَبَةٌ ولا ذُوسَهم وَرِثَه ذَوُو الأرحَام (1)، وهُم عَشَرَةٌ: وَلَدُ البنت، ووَلَدُ الأختِ، وبنتُ الأخ، وبنتُ العَمّ، والخَالُ، والخَالَةُ، وأَبُو الأمّ، والعَمّ لأمّ (٥)، والعَمّةُ، ووَلَدُ الأخ من الأمّ، ومَن أَدْلَى بهم (١٠)، فأولاهُم مَن كَانَ مِن وَلَدِ الـمَيّتِ، ثُمَّ وَلَدُ الأبَوينِ أو

أخيرهما وإلى المقاسمة، فأيهما كان خيرًا له فهو له. (الجوهرة)

(٧) قوله: "فالسدس لأقربهن" من أي جهة كانت، وهو قول على كرم الله وجهه، وقال الشافعي: إن كانت القربي من قبل الأم فهي أولى، وإن كانت من قبل الأب تشاركتها البُعدي من جهة الأم، لنا: أنهما اشتركا في سهم واحد، فالقربي أولى به من البُعدي، كما لو كانت القربي من جهة الأم، كذا في "شرح الأقطع".

(٨) قوله: "ويحجب الجدأمه" وفي بعض النسخ: ولا تحجب الجدأمه، وهذا إذا كان الجدغير وارث، أما إذا كان وارثا فإنه يحجبها؛ لأنها تدلى به، وقد استحَّق هذا الميراث، فلا ترث معه كأم الأم، قال الخجندي: ولا تحجب الجد من الجدات إلا من كان من قبله. (الجوهرة)

(١) قوله: "ولا ترث أم أب الأم" لأنها رحم فهي من جملة ذوى الأرحام، ولأنها تدلى بأبيها، وهو من ذوى الأرحام، وتسمى هذه الجدة الفاسدة وابنها الجد الفاسد. (الجوهرة)

(٢) قوله: "وكل جدة تحجب أمها" لأن أم الجدة مع الجدة كمحل الجدة مع الأم، والأم تحجب أمها، فكذا الجدة تحجب أمها -والله أعلم-. (الجوهرة)

(٣) قوله: "باب ذوى الأرحام" ذو الرحمة هو في اللغة: بمعنى ذي القرابة مطلقًا، وفي الشريعة: هو كل قريب ليس بذي سهم مقدر في كتاب الله، أو سنة رسول الله عليه الله عليه المام الأمة لا بعصبة ، كذا في "الشريفية"، فقوله كل قريب كالجنس لدخول أصحاب الفرائض والعصبات، وقوله: ليس بذي سهم . . . إلخ احتراز عن ذوي الفروض، وقوله ولا عصبة احتراز عن العصبات.

(٤) قوله: "ورثه ذوو الأرحام" والأصل في هذا أن ذوى الأرحام أولي بالميراث من بيت المال، لقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأرحَامِ بَعضُهُم أُولِي بِبَعضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ . (الجوهرة)

(٥) وفي نسخة: للأم.

(٦) قوله: "ومن أدلى [وفي نسخة: أدني أي قرب] بهم . . . إلخ "ثم توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبة يرث الأقرب فالأقرب إلى الميت إلا أن الكلام وقعت في معرفة الأقرب، قال أبو حنيفة: أقربهم إلى الميت الجد أبو الأم، ثم أولاد البنات، ثم أولاد الأخوات وبنات الإخوة، ثم العمات والخالات، ثم أولادهم، كذا ذكره في ظاهر الرواية، وروى عنه أن أقربهم أولاد البنات ثم الجد أبو الأم.

وقالا: الأقرب أولاد البنات ثم أولاد الأخوات وبنات الإخوة، ثم الجد أبو الأم ثم العمَّات والخالات، ثم أولادهم، كذا في الخجندي، وفي القدوري: أولاهم من كان من ولد الميت؛ لأن ولد الميت أقرب إليه من غيره وإن سفل. (الجوهرة) أَحَدَهِمَا (١) وهُم بَنَاتُ الإَحْوَةِ وأولادُ الأَخَوَاتِ، ثُمَّ وَلَدُ أَبُوَى أَبُوَيه (٢) ، أو أَحَدهِمَا، وهُمُ الأَخُوالُ وهُمُ اللَّحُوالُ أَبُوكَ فَا الْمُحَوَّلَ أَبُولُا فَمُ مَن أَدلَى بَوَارِثٍ (٤) وأَقْرَبُهُم أُولَى مِن (٥) أَبِعَدهِم (١) ، وأَبُو الأَمَّ أُولَى (٧) مِن وَلَدِ الأَخْ والأَحْتِ (٨) .

والمُعتقُ أَحَقَ بالفَاضِلِ مِن (١) سَهم ذوى السِهَام إذَا لَم تَكُن عَصَبَةٌ (١٠) سِوَاهُ، ومَولَى المُوَالاة يَرثُ (١١)، وإذَا تَرَكَ المُعتقُ أَبَ مَولاهُ وابنَ مَولاهُ، فمَالُه للابنِ عِندَهُما .

وقَالَ أَبُويُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: للأبِ السُدُسُ، والبَاقِى للابنِ، فإن تَركَ جَدّ مَولاهُ وأَخَا مَولاهُ، فالـمَالُ للجَدّ عندَ أبى حَنيفَةَ رَحَمَهُ اللهُ (١٢١)، وقَالَ أَبُويُوسُفَ ومُحَمّدٌ رَحِمَهُمَا

<sup>(</sup>١) قوله: "ثم ولد الأبوين أو أحدهما. . . إلخ" يعنى أنهم أولى من أولاد الجدوهم العمات، ومن شاكلهم من ذوى الرحم من أولاد الجدأب الأم؛ لأن الإخوة أقرب إلى الميت من هؤلاء، فكذلك أولادهم أقرب إلى كأولاد ابنه . (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>٢) قوله: "ثم ولد أبوى أبويه . . . إلخ" لأن هؤلاء أقرب إليه بعد من ذكرنا، وإن اجتمع عمة وخالة فثلث المال للخالة من الأب والأم وثلثاه للعمة ؛ لأن العمة تدلى بالأب والخالة بالأم، فكان لكل واحدة نصيب من تدلى به . (الجوهرة)

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: واحدة.

<sup>(</sup>٤) قوله: "فأولاهم من أدلى [وفي نسخة: أدنى] بوارث كرجل مات وترك ابنة عم وابن عمة، المال كله لبنت العم، وكذا لو ترك بنت بنت بنت وبنت بنت ابن، فالمال لبنت بنت الابن. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة: عن.

<sup>(</sup>٦) فعند أبى حنيفة قرب ذوى الأرحام الجد أبو الأم، ثم أولاد الأخوات وبنات الإخوة، ثم العمات والخالات، ثم أولادهم. (ج)

<sup>(</sup>٧) قوله: "وأبو الأم أولى . . . إلخ "هذا قول أبى حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: ولد الأخ والأخت أولى، وجه قول أبى حنيفة : إن أب الأم يدلى بأحد الأبوين، فكان أولى من أولاد الأخ والأخت، ووجه قولهما: إن أولاد الإخوة من الصلب والجد من قبل الأم خارج عن الصلب، فكان ولد الأم أولى .

<sup>(</sup>٨) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (ج)

<sup>(</sup>٩) وفي نسخة: عن.

<sup>(</sup>١٠) لأن درجة ذوى الأرحام بعد العصبات، فإذا لم تكن ما سواه حصِيَة، فهو أحق به.

<sup>(</sup>١١) قوله: "ومولى الموالاة يرث" وهو الرجل يسلم على يد الرجل ويواليه ويعاقده، ثم يموت ولا وارث له غيره، فميراثه له عندنا، وقال مالك: ميراثه للمسلمين، كذا في "الجوهرة".

<sup>(</sup>١٢) قوله: "فالمال للجدعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى" لأن من أصله أن الإخوة لا يرتون مع الجد شيئًا، فكذا في الولاء؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، وهذا الحديث مشهور. (الجوهرة وغيرها)

اللهُ تَعَالَى: هُو بَينَهُ مَا (١)، ولا يُباعُ الوَلاءُ، ولا يُوهَب (١).

## بَابُ حِسَابِ الفَرَائِضِ

إِذَا كَانَ فِي مَسأَلَة نِصِفٌ ونِصِفٌ أُونِصِفٌ ومَا بَقِي (")، فأصلُهَا مِن اثنَينِ، وإِن (") كَانَ فِيهَا ثُلُثُ ومَا بَقِي، أُو رُبُعٌ فِيهَا ثُلُثُ ومَا بَقِي، أُو رُبُعٌ ومَا بَقِي، أُو رُبُعٌ ومَا بَقِي، أُو رُبُعٌ ومَا بَقِي، أُو رُبُعٌ ومَا بَقِي، أُو تُمُنٌ ومَا بَقِي، أُو تُمُنٌ وَمَا بَقِي، أُو تُمُنٌ وَمَا بَقِي، أُو تُمُنٌ وَنِصِفٌ اللهَا مِن مَن وَنِصِفٌ أَو رُبُعٌ ثُمَانِيَة، وإِن كَانَ فِيهَا نُصِفٌ وسُدُسٌ، فأصلُها مِن سَتّة، وتَعُولُ إِلَى سَبِعَة وتَمَانِيَة وتِسعَة وعَشَرَة (")، وإِن ((^) كَانَ مَعَ الرّبُع ثُلُثٌ أُو سُدُسٌ، فأصلُها مِن الثنتَى عَشَرَة، وتَعَولُ إلَى عَشَرَة،

- (٤) وفي نسخة: إذا.
- (٥) وفي نسخة: إذا.
- (٦) وفي "الجوهرة": وما بقي.

<sup>(</sup>١) قوله: "هو بينهما" لأن من أصلهما أن الإخوة يشاركونه في الميراث، فكذا في الولاء. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٢) قوله: "ولا يباع الولاء ولا يوهب" لأنه لحمة كلحمة النسب لا يباع، ولا يوهب. (الجوهرة)

<sup>(</sup>٣) قوله: "إذا كان . . إلخ" اعلم أن الفروض الستة المذكورة في كتاب الله تعالى نوعان على التنصيف إن بدأت بالأقل، فثلاثة منها نوع، وثلاثة أخرى نوع آخر، الأول نصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن، والثانى الثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس، فالنصف يخرج من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة، فإن مخرج كل فرض من هذه الفروض سمى من الأعداد، إذا ربع سمى الأربعة، وكذا الباقى إلا النصف فإنه من اثنين، والاثنان ليس سميا للنصف، فإذا كان فى المسألة نصف ونصف كزوج وأخت لأب وأم أو لأب، أو نصف وما بقى كزوج وعم فأصلها من اثنين، وإذا كان فيها ثلث وما بقى كأم وعم، أو ثلثان وما بقى كابنتين وعم فأصلها من ثلاثة، وإذا كان فيها نصف وتصف كزوج وبنت فأصلها من أربعة، وإن كان فيها نصف وثلث كأم وما بقى كزوجة وابن، أو ثمن ونصف كزوجة وبنت فأصلها من ثمانية، وإن كان فيها نصف وثلث كأم وأخت لأب وأم أو لأب أو نصف وسدس كأم وبنت، فأصلها من ستة، وقس على هذا، وهذا التفصيل مذكور وأخت لأب وأم أو لأب أو نصف وسدس كأم وبنت، فأصلها من ستة، وقس على هذا، وهذا التفصيل مذكور في "الجوهرة النيرة" بأذنى تغيير.

<sup>(</sup>٧) قوله: "وتعول إلى سبعة وتمانية وتسعة وعشرة [وفي نسخة: ولا تعول إلى غير ذلك، كذا في الجوهرة". (المصحّح]" العول في اللغة يستعمل بمعنى الميل، لقوله تعالى: ﴿ ذلِكَ أدنى أن لا تَعُولُوا﴾ أو بمعنى كثرة العيال، أو بمعنى الارتفاع، ومن هذا المعنى الأخير أخذ المعنى المصطلح عيله، وهو أن يزاد المخرج من أجزاء إذا ضاق عن فرض، أى إذا ضاق المخرج عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه، ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج، ثم تقسم حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة، كما سيأتيك تفصيله، وأول من حكم بالعول عمر رضى الله عنه فإنه وقعت في عهده صورة ضاق مخرجها عن فروضها، فتشاور الصحابة رضى الله عنهم فيها، فأشار العباس إلى العول، فقال: أعيلوا الفرائض فتابعوه على ذلك، ولم ينكره أحد إلا ابنه بعدموته، فقيل له: هلا أنكرته في زمن عمر رضى الله عنه، فقال: هبته، وكان مهيبًا.

وتَعُولُ إِلَى ثَلاثَةَ عَشَرَ، وخَمسَةَ عَشَرَوسَبعَةَ عَشَرَ (١)، وإذَا كَانَ مَعَ الثُمُنِ سُدُسَانِ، أو ثُلُثَانِ، فأصلُهَا من أربَعَة وعِشرينَ (٢).

وإذَا انقَسَمَت المَسأَلَةُ عَلَى الوَرَثَة ، فقد صَحّت، وإن لَم تنقَسِم سِهَامُ فَرِيقٍ مِنهُم عَلَيهِم (٢)، فَاضرِب عَدَ دَهُم فِي أصلِ المَسأَلَة (١)، وعَوِّلهَا إن كَانَت عَائِلَةً، فمَا خَرَجَ صَحّت

والمراد من العول عول بعض الخارج؛ لأن كلها لا تعول، وإنما تعول ثلاثة منها الستة واثنا عشر وأربعة وعشرون، والأربعة الأخرى لا تعول.

وتفصيل ذلك أن الستة تعول إلى سبعة فيما إذا اجتمع نصف وثلثان كزوج وأختين لأب وأم، أو اجتمع نصف وثلثان وسدس كزوج وأخت لأب وأم وأخت لأم أو أخت لأب، وتعول إلى ثمانية فيما إذا اجتمع نصف وثلثان وسدس كزوج وأختين لأب وأم، أو أم، أو اجتمع نصفان وثلث كزوج وأخت لأب وأم وأختين لأم، وتعول إلى تسعة إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث كزوج وأختين لأب وأم وأختين لأم، أو اجتمع نصفان وثلث وسدس كزوج وأختين لأب وأم وأختين لأم وأم، وتعول إلى عشرة إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج وأختين لأب وأم وأختين لأم وأم. (من "الشريفية شرح السراجية" و"التكملة للبحر الرائق")

(٨) وفي نسخة "الجوهرة": إذا.

(۱) قوله: "وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر" تفصيله إن المسألة تعول إلى ثلاثة عشر إذا اجتمع ربع وثلاثان المسمود وتعدل المسالة تعول إلى خمسة عشر إذا اجتمع ربع وثلاثان وشدس كزوجة وأختين لأب وأم وأخت لأم، وتعول إلى خمسة عشر إذا اجتمع ربع وثلاثان وثلث وسدس كزوجة وألحتين لأب وأم وأختين لأم، وتعول إلى سبعة عشر إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث وسدس كزوجة وأختين لأب وأم وأختين لأم وأم، وإنما لا تعول إلى أكثر من سبعة عشر ؛ لأنه علم بالاستقراء أنه لا يجتمع من أصحاب الفرائض المختلفة أكثر من أربعة أصناف واثنا عشر ينتهى بالعول مع وجود الأصناف الأربعة إلى سبعة عشر، وإنما لا تعول إلى شفع لأنه علم ذلك بالاستقراء. (من "شرح السراجية" وغيره)

(٢) قوله: "وتعول إلى سبعة وعشرين" أى أربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين، وما فيها إلا عولة واحدة وهي المنبرية، وهي التي اجتمع فيها الثمن والثلثان والسدسان، كزوجة وبنتين وأبوين، وإنما سميت منبرية لأن عليّا رضى الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب، فقال: عاد ثمنها تسعًا مرتجلا ومضى في خطبته، ولا تعول أكثر من ذلك إلا عند ابن مسعود رضى الله عنه فإنها تعول عنده إلى أحد ثلاثين فيما إذا ترك امرأة وأختين لأم وأما وأختين لأب وأم وابنًا كافرًا، أو رقيقًا، أو قاتلا؛ لأن من أصله أن المحروم يحجب حجب نقصان دون الحرمان، فيكون للمرأة الثمن عنده، وللأم السدس، وللأختين لأب وأم الثلثان، وللأختين لأم الثلث، ومجموع ذلك أحد وثلاثون. (من "العيني" و"شرح السراجية")

(٣) قـولـه: "وإذا انقسمت المسألة عـلى [وفي نسخة: بين. (ج)] الـورثـة فقــد صحت وإن لـم تنقسم. . . إلخ" شروع في بيان تصحيح المسائل، والمرادبه بيان أقل عدد يتأتى فيه نصيب كل وارث بلا كسر.

واعلم أنه يحتاج إلى سبعة أصول: ثلاثة منها بين السهام والرؤوس، وأربعة منها بين الرؤوس والرؤوس، أما الثلاثة التي بين السهام والرؤوس، فأحدها الاستقامة بأن تكون سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا كسر، كأبوين وأربع بنات، فلا حاجة فيها إلى الضرب.

وثانيها الانكسار مع المباينة، وثالثها مع الموافقة، وأما الأربعة التي بين الرؤوس والرؤوس، فهي التماثل والتداخل والتباين، ولا بد في التصحيح من معرفة التماثل والتداخل والتباين والتوافق بين العددبن، فنقول: منه المسألة ، كامرا أة وأخوين للمرأة الربع سهم ، وللأخوين ما بقى تلاثة أسهم ، ولا تنقسم عليه ما الله مسألة أله مسألة عدد من أصل السمسألة ، كامرا أة وستة إخوة ، للمرأة الربع ، وللإخوة ثلاثة أسهم لا تنقسم عكيهم ، فاضرب ثلث عددهم في أصل المسألة ، ومنها تصح أله .

فإن لَم تَنقَسِم (٧) سِهَامُ فَرِيقَينِ (٨)، أو أكثَرَ، فَاضرِب أَحَدَ الَفِريقَينِ فِي الآخَرِ، ثُمّ مَا

التماثل كون أحد العددين مساويًا للآخر، كثلاثة وثلاثة، والتداخل كون العددين المختلفين بحيث يفني أقلهما الأكثر بمعنى أقلهما الأكثر بما الله الله الثقيت الثلاثة من الستة مرتين المنتقب أنه إذا ألقيت الثلاثة من الستة مرتين فنيت الستة بالكلية، والتوافق أن لا يفني أقلهما الأكثر، بل يفنيهما عدد ثالث كالثمانية مع العشرين يفنيهما أربعة، فيتوافقان بالربع، والتباين أن لا يفنيهما عدد ثالث أصلا، كالتسعة مع العشرة، وهذا كله على أن الواحد ليس بعدد. (ملتقط من "رد المحتار" و"الدر المختار")

- (٤) وفي نسخة: أصلى الفريضة.
- (١) وفي نسخة: وهو ثلاثة لا ينقسم عليهما.
  - (٢) أي الأربعة لأن المسألة من الأربعة.
- (٣) فللمرأة سهمان، ولكل أخ ثلاثة أسهم.
- (٤) أي سهام الفريق الذي لم ينقسم عليه السهام.
  - (٥) وفي نسخة: ضربت.
- (٦) قوله: "في أصل المسألة، ومنها تصح" وأصل المسألة من أربع، للزوجة واحد، وللإخوة الستة ثلاثة، والثلاثة لا تنقسم على الستة، فنظرنا بين الثلاثة والستة، فبينهما التوافق بالنصف، فضربنا الاثنين في الأربعة، فصار ثمانية، فمنها تصح المسألة، للزوجة سهمان، ولكل أخ سهم. (محمد سليمان عفي عنه)
- (٧) قوله: "فإن لم تنقسم... إلخ" كزوجتين وخمس جدات وثلاثة إخوة لأم وعم أصلها من اثنى عشر، للزوجتين الربع ثلاثة، وللجدات السدس سهمان، وللإخوة للأم الثلث أربعة، وللعم ما بقى وهو ثلاثة، وانكسر على الزوجتين والجبدات والإخوة، فاضرب عدد الزوجتين وهو اثنان في عدد الجدات يكون عشرة، ثم اضرب العشرة في ثلاثة عدد الإخوة يكون ثلاثين، ثم اضرب الثلاثين في أصل المسألة، وهي اثنا عشر، يكون ثلاثمائة وستين، ومنها تصح المسألة، فإذا أردت القسمة فكل من كان له شيء في أصل المسألة، فاضربه فيما ضربته في المسألة، فكان للزوجتين ثلاثة في ثلاثين يكون تسعين، وهو الربع من الجميع، لكل واحدة خمسة وأربعون، وللجدات سهمان في ثلاثين يكون ستين لكل واحدة اثنى عشر، وللإخوة أربعة في ثلاثين يكون مائة وعشرين لكل واحد أربعون، وللعم ثلاثما في ثلاثين يكون تسعين، فذلك كله ثلاثمائة وستون. (الجوهرة)
  - (٨) وفي نسخة: منهم.

اجتَمَعَ فِي الفَرِيقِ الثَّالِثِ، ثُمَّ مَا اجتَمَع فِي أُصلِ السَمَسأَلَةِ، فإن تَسَاوَت الأَعَدَادُ أَجزَأُ<sup>(۱)</sup> أَحَدُهُمَا عَن الآخر كامرَأتَينِ وأَحَوَينِ، فَاضرِبْ اثنَينِ فِي أُصلِ السَسأَلَةِ<sup>(۲)</sup>.

وإن كَانَ أَحَدُ العَدَ دَينِ جُزءً مِن الآخَرِ (٢) أَغنَى (١) الأكثَرُ عَن الأقَلَ، كأربَع نِسوة وأَخَوَينِ إِذَا ضُرِبَت الأربَعَةُ أَجزَأُكَ عَن الآخَرِ، فإن وَافَقَ أَحَدُ العَدَ دَينِ الآخَرَ (٥)، ضَرَبت وَفَقَ أَحَد همَا في جَميع الآخَر.

ثُم مَا اجتَمَع (٢) فِي أصلِ المَسأَلَةِ كَأْرَبَع نِسوَةٍ وأَحت وسِتّةِ أَعمَامٍ، فالسِتّة تُوافِقُ الأَربَعَة بالنِصف، فَاضرِب نصف أَحَد هِمَا فِي جَمِيع الآخرِ، ثُم فِي (٧) أصلِ المَسأَلَة تَكُونُ ثَمَانِيَةً وأَربَعِينَ، وَمِنهَا تَصِحُ المَسأَلَةُ، فَإِذَا صَحّت المَسأَلَةُ، فَاضرِب سِهَامَ كُل وَارِثٍ فِي التَركَة، ثُم اقْسِم مَا اجتَمَعَ عَلَى مَا صَحّت مِنهُ الفَريضَةُ، يَخرُجُ حَق الوَارِثِ (٨).

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: إجزاء.

<sup>(</sup>٢) قوله: "فاضرب اثنين في أصل المسألة" وهذا يسمى المتماثل، فأصلهما من أربعة، للزوجتين الربع سهم منكسر عليها، وللأخوين ما بقي، وهو ثلاثة منكسر أيضًا، وأحد العددين يغنيك عن الآخر، فاضرب اثنين في أربعة يكون ثمانية، لزوجتين سهمان وللأخوين ستة، ومعنى التماثل كون أحد العددين مساويًا للآخر كثلاثة وثلاثة، ويسميان بالمتماثلين. (الجوهرة مع أدنى الزيادة)

<sup>(</sup>٣) قوله: "وإن كان أحد العددين جزءً. . . إلخ" وهذا يسمى المتداخل، فنقول أصل المسألة عن أربعة، للزوجات سهم منكسر عليهن، وللأخوين ثلاثة منكسر أيضًا، فاستعن بضرب الأربعة؛ لأن الاثنين يدخلان فيها، فاضرب الأربعة في أربعة يكون ستة عشر: للزوجات أربعة، وللأخوين اثنا عشر، ومعنى تداخل العددين المختلفين أن يعد أقلهما الأكثر أي يفنيه . (الجوهرة مع أدنى الزيادة)

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة: أجزأه.

<sup>(</sup>٥) قوله: "فإن وافق أحد العددين الآخر [وفي نسخة: عن عدد الأخوين، فإن كان أحد العددين، موافقًا للآخر]. . . إلخ "معنى توافق العددين أن لا يعد أقلهما الأكثر، ولكن يعدهما عدد ثالث.

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة: فما اجتمع فاضربه.

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة: ما اجتمع.

<sup>(</sup>٨) قوله: "يخرج حق [ذلك] الوارث" لأنك تقول: أصل المسألة من أربعة، للزوجات الربع وللأخت النصف، وللأعمام سهم منكسر عليهم، وهم ستة، فاضرب نصف عدد الزوجات في عدد الأعمام يكون اثنى عشر، ثم في الفريضة يكون ثمانية وأربعين، للزوجات اثنى عشر، وللأخت أربعة وعشرون، وللأعمام اثنى عشر. (الجوهرة النيّرة)

وَإِذَا<sup>(۱)</sup> لَم تُقَسَّم التَرِكَةُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُ الوَرَثَةِ، فإن كَانَ مَا يُصِيبُه (۲) مِن السمَيتِ الأوّلِ، يَنقَسِمُ عَلَى عَدَ دورَثَتِه، فقد صَحّت السمَسألتَان عمّا صَحّت الأولَى (۲)، وإن لَم تَنقَسِم صَحّت فريضَةُ السميّت الثَانِي بالطريقةِ التي ذَكَرنَاهَا(۱).

ثُم ّضَرَبَت إحدَى المَسأَلَتَينِ فِي الأَخرَى إِن لَم يَكُن بَينَ سِهَامِ المَيّتِ الثَّانِي، ومَا صَحّت مِنهُ فَرِيضَةٌ (٥) مُوافَقَةٌ (١) فإن كَانَت سِهَامُهُم مُوافَقَةٌ (٧) فَاضرِب وَفقَ المَسأَلَةِ الثَّانِيةِ في الأولَى، فمَا اجتَمعَ صَحّت منهُ المَسأَلتَان.

وكُلُّ مَن لَه (٨) شَيءٌ مِن المَسأَلَةِ الأولَى مَضْرُوبٌ فِيمَا صَحَّت مِنهُ المَسأَلَةُ الثَانِيةُ، ومَن كَانَ لَه (٩) شَيءٌ من المَسأَلة الثَانيَة مَضْرُوبٌ في وَفق تَركة المَيّت الثَاني.

وإذَا صَحّت مَسأَلَةُ المُنَاسَخَةِ، وأرَدتَ مَعرِفَةَ مَا يُصِيبُ (١٠) كُلّ وَاحِد مِن حِسَاب

<sup>(</sup>١) شروع في مسألة المناسخة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة: نصيبه.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: فاقسمه، وقد صحت منه المسألة.

<sup>(</sup>٤) من التداخل والتباين والتماثل والتوافق.

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة: توافق ما صحت منه فريضة.

<sup>(</sup>٦) قوله: "موافقة" كزوجة وأخت لأب وأم وأربعة أعمام، ثم لم تقسم التركة حتى مات بعض الأعمام، وليس له وارث سوى إخوته، فإن المسألة الأولى من أربعة، للزوجة سهم، وللأخت سهمان، وللأعمام سهم منكسر عليهم، فاضرب أربعة في أربعة يكون ستة عشر: للزوجة أربعة، وللأخت ثمانية، وللأعمام أربعة، لكل واحد سهم. مات أحدهم وخلف إخوته الثلاثة وبيده سهم لا ينقسم على ورثته، فاضرب مسألته وهي ثلاثة في ستة عشر، يكون ثمانية وأربعين، ومنها تصح، للزوجة أربعة في ثلاثة يكون اثنى عشر، وهو ربع الجميع، وللأخت ثمانية في ثلاثة يكون أربعة وعشرين، وهو النصف يبقى اثنى عشر بين بقية الورثة لكل واحد أربعة. (الجوهرة)

 <sup>(</sup>٧) قوله: "فإن كانت سهامهم موافقة. . . إلخ "صورته زوج وأخوان تصح من أربعة، ثم مات الزوج وخلف أربعة بنين، أصلها من أربعة ويتوافقان بالأنصاف، فاضرب نصف عددهم في جميع الآخر، يكون ثمانية، ومنه تصح المسألتان، للأخوين أربعة ولأولاد الزوج أربعة. (الجوهرة النيرة)

<sup>(</sup>٨) وفي نسخة: فكل.

<sup>(</sup>٩) وفي نسخة: وكل من.

<sup>(</sup>۱۰) وفي نسخة: تصيب.

الدَرَاهِم (١)، قَسَّمتَ مَا صَحَّت مِنهُ المَسأَلَةُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وأربَعِينَ (١)، فَمَا خَرَجَ أَخَذت لَه مِن سِهَام كُلَّ وَارِثٍ حَبَّةً - وَاللهُ أَعلَمُ بِالصَوَابِ - .

تــمّــت

(١) وفي بعض النسخ: حبات الدرهم.

(۲) قوله: "قسمت...إلخ" صورته زوج وأبوان وابن من اثنى عشر، ثم مات الابن وخلف ابنًا وأبًا وجدة أو جدا وهم الذى خلفهم الميت الأولى، وبيده خمسة من اثنى عشر، وأصل فريضة من ستة، فاضرب الثانية في الأولى يكون اثنين وسبعين، للأب في الأولى اثنى عشر، وليس له في الثانية شيء؛ لأنه أبو أم، وللأم سبعة عشر، وللزوج في المسألتين وهو الأب في الثانية ثلاثة وعشرون، وللابن في الثانية عشرون، فاقسم سهام المسألة على حبّات الدرهم، وهي ثمانية وأربعون، يخرج نصف السهام ستة وثلاثين، يقابل ذلك نصف الدرهم وهو أربعة وعشرون، وثلث السهام أربعة وعشرون يقابلها ثلث الدرهم، وهو ستة عشر كل سهم ثلثا حبة، وللملاثة الأسهم حبتان، والربع ثمانية عشر، والدانق اثنى عشر، والثمن تسعة، والقيراط ستة أسهم، والطسوج وهو نصف القيراط، وهو حبتان ثلاثة أسهم، وللحبة سهم ونصف، ولكل سهم ثلثا حبة، وقد علمت أن للأب اثنى عشر سهما، وذلك دانق، وللأم سبعة عشر وذلك دانق وثلاث حبات وثلث حبة، لأن الدانق اثنى عشر، بقى خمسة يقابلها بثلثيها، كما قابلت ستة وثلاثين بأربعة وعشرين، وقابلت أربعة وعشرين بستة عشر، فيقابل كل خمسة يقابلها بثلثيها، كما قابلت حمسة بثلثيها، كان ثلثاها ثلاثة وثلث كما ذكر، وللزوج ربع درهم وثلاث حبات وثلث حبة، ولابن الابن ربع درهم وحبة وثلث حبة، فجميع ذلك درهم، وعلى حسب ذلك تقسم الغلة، ويقسم كل شيء من التركة، كذا في "الجوهرة النيّرة" والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

هذا آخر المعتصر الضروري من شرح القدوري، وقد تم تسويده بعد الظهر بوم الثلثاء مضت من شوال المكرم سبعة وعشرون يومًا سنة ألف وثلاث مائة وعشرين سنة من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية ، اللهم اغفر لنا ولإخوننا الذين سبقونا بالإيمان ولأساتذتنا ولأحبتنا ، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ، واجعلنا من عبادك الصالحين ، واحشرنا في زمرة المساكين ، واجمع بيننا وبين سيد المرسلين في أعلى الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين ، اللهم صل على سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

# فهرس المحتويات

| ۲۸.          |   |   | - |   |       |   |   |  |   |   |  |       | • |   |    |   |    |             |     |      |    |             |        |     |            | رَةِ     | هَار          | طّ      | ُ ال                | ب        | كتا      |  |
|--------------|---|---|---|---|-------|---|---|--|---|---|--|-------|---|---|----|---|----|-------------|-----|------|----|-------------|--------|-----|------------|----------|---------------|---------|---------------------|----------|----------|--|
| ۲۸ .<br>٥٤ . |   |   |   |   |       |   |   |  |   |   |  | <br>  |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             |        |     |            |          | ζ.            | ۰       | التَيَ              | و<br>پ ا | ِ<br>باب |  |
| ٦٠.          |   | • |   |   | <br>  |   |   |  |   | • |  |       |   |   |    | • |    |             |     | ١    | ین | و به<br>خفر | لٰ     | ر ا | لکی        | ءَ       | <u>۔</u><br>ح |         | الْمَ               | و<br>ب   | بَار     |  |
| ٦٦.          |   |   |   |   |       |   |   |  |   |   |  |       |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             |        |     |            |          |               |         |                     |          |          |  |
| ٧٥.          |   |   |   |   |       |   |   |  |   |   |  |       |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             |        |     |            |          |               |         |                     |          |          |  |
|              |   |   |   |   |       |   |   |  |   |   |  |       |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             |        |     |            |          |               |         |                     |          |          |  |
| ۸۱ .<br>۸٦ . |   |   |   |   |       |   |   |  | • |   |  |       |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             |        |     |            |          | ن             | ذَاد    | الأ                 | ء<br>ب   | بار      |  |
| ۸۹.          |   |   |   | • |       |   |   |  |   |   |  |       |   |   |    |   | ها | ں و<br>ب عد | قَل | تَتَ | ب  | الت         | 6      | K   | ر<br>ص     | ال       | ط             | و<br>_و | شر                  | ب .      | بار      |  |
| ۹۳ .         | • |   |   | • |       |   | • |  |   |   |  |       |   |   |    |   | •  |             |     |      |    |             |        | ة . | K          | ص        | ال            | فَة     | صراً                | ب        | بار      |  |
| ۱۱٤          |   |   | • | • | <br>• |   |   |  |   |   |  |       |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             |        |     |            | ,        | عة            | لما     | الج                 | و<br>پ   | باب      |  |
| ۱۲۸          |   |   |   |   |       |   |   |  |   |   |  |       |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             |        |     |            |          |               |         |                     |          |          |  |
| ۱۳۰          |   |   |   | • | <br>• |   |   |  |   |   |  | <br>• |   | • | اه | K | _  | ال          | Ý   | فيہ  | ٥  | کر          | ر<br>د | ي   | الت        | ت        | ار            | وق      | الأ                 | و<br>ب   | بار      |  |
| ۱۳۲          |   |   |   | • | <br>• |   |   |  |   |   |  |       |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             |        |     |            |          | بِل           | واف     | النَو               | و<br>ب   | بار      |  |
| ۱۳۷          |   |   |   | • | <br>• |   |   |  |   |   |  |       |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             | •      | ہو  | سَھ        | ال       | ۪د            | و<br>جو | و<br>س <del>ت</del> | و<br>پ   | بار      |  |
| 127          |   |   |   |   |       |   |   |  |   |   |  |       |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             | ب      | بخ  | نري        | لهَ      | ة ا           | K       | ص                   | ٠ ـ      | بار      |  |
| 120          |   |   | • | • |       |   |   |  | • |   |  |       |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             | ة .    | و َ | K          | الت      | ١             | و<br>جو | و<br>مت             | _ ر      | باب      |  |
| ۱٤۸          |   |   |   | • |       |   |   |  |   |   |  |       |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             | ٠,     | افر | سَا        | ه و<br>م | ة ا           | K       | صَ                  | و<br>پ   | بار      |  |
| 104          | • |   |   | • |       |   | • |  |   |   |  |       |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             | • ;    | عكة | ر و<br>نما | ،<br>ج-  | زاأ           | Ki      | صا                  | و<br>پ   | باب      |  |
| ۱۲۳          |   |   |   |   |       |   |   |  |   |   |  |       |   |   |    |   |    |             |     |      |    |             |        |     |            |          |               |         |                     |          |          |  |
| 179          |   |   |   | • |       |   |   |  |   |   |  |       | • |   |    |   |    |             |     |      |    |             | ٺ      | وف  | س          | کُ       | ةِ ال         | K       | ص                   | و<br>پ   | بار      |  |
| ۱۷۰          |   |   |   |   |       | • |   |  |   |   |  |       |   |   |    |   | •  |             |     |      |    | ۶           | قَا    | نس  | ست         | Y        | ة ا           | K       | ص                   | و<br>پ   | بار      |  |

| فهرس المحتويات | ٧٧٦                                     | مختصر القدوري                         |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 177            |                                         | بابُ قيام شَهر رَمَضَانَ              |
| ١٧٥            |                                         | بابُ صَلاَة الْخُوف                   |
| \\\\           |                                         |                                       |
| 1AV            |                                         |                                       |
| 19             |                                         |                                       |
| 197            |                                         | كِتِابُ الزَّكاةِ                     |
| ١٩٤            |                                         | بابُ زَكَاةِ الإبلِ                   |
| 19V            |                                         |                                       |
| 19.            |                                         | بابُ صَدَقَة الغَّنَمِ                |
| 199            |                                         | بابُ زَكَاةِ الخَيلِ                  |
| ۲۰۳            |                                         |                                       |
| Y• £           |                                         |                                       |
| Y.0            |                                         |                                       |
| ۲۰۶            |                                         |                                       |
| Y•9            |                                         |                                       |
| 710            |                                         | بابُ صَدَقَة الفطر                    |
| 719            |                                         | كتِابُ الصَوم                         |
| 779            |                                         |                                       |
| 777            |                                         | كتِابُ الْحَجّ                        |
|                |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Y09            |                                         | ~                                     |
| ٠ ٣٢٢          |                                         |                                       |
| YVV            |                                         |                                       |
| YV9            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بابُ الفَوَاتِ                        |
| YA1            |                                         |                                       |
|                |                                         |                                       |
| Y 9 V          | • • • • • • • • • • • • • • • • • •     | بابُ خيِّار اِلشَّرط ِ                |

| فهرس المحتوبات      | VVV                                     | مختصر القدوري          |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| ***                 |                                         | بابُ خيَار الرُؤيَةِ   |
| ٣٠٣                 |                                         |                        |
| *·v                 | • • • • • • • • • • • • • • •           | بابُ البيع الفَاسِد    |
| ۳۱۵                 |                                         | بابُ الإِقَالَةِ       |
| r17                 | ولية ِ                                  | بابُ المُرَابَحةِ والأ |
| ٣٢٠                 |                                         | بابُ الربَا            |
| <b>**7</b>          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بابُ السَّلَمِ         |
| ۳۳۱                 |                                         |                        |
| **/·                |                                         | كتِتابُ الرَّهنِ       |
| 789                 |                                         | كِتَابُ الحَجْرِ       |
| <b>~33</b>          |                                         | كتِأْبُ الإقرَارِ      |
| 7/1                 |                                         | كتابُ الإجَارَةِ       |
| ۳۸۹                 |                                         |                        |
| ٤٠٣                 |                                         | كِتِابُ الشَّرِكَةِ    |
| £\£                 |                                         | ,                      |
| ٤٢٠                 |                                         |                        |
| ٤٣٥                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | كِتَابُ الكَفَالَةِ    |
| <b>£</b> £ <b>Y</b> | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | كِتَابُ الْحَوَالَةِ   |
| ξξξ                 |                                         | كتِابُ الصُلْحِ        |
| 207                 |                                         | , , ,                  |
| ٤٥٩                 |                                         |                        |
| 278                 |                                         | كتِابُ العصب .         |
| ξV•                 |                                         | كتِابُ الوَديِعَةِ.    |
| Σνξ                 |                                         |                        |
| ΣΥΥ                 |                                         |                        |
| ٤٨٠                 |                                         | · · · · · ·            |
| ٤٨٣                 |                                         | . ,                    |
|                     |                                         | كتِّاب المَفقُود       |

•

| فهرس المحتويات | ٧٧٨ | مختصر القدوري            |
|----------------|-----|--------------------------|
|                |     | كتِابُ الإِبَاقِ         |
| ٤٨٩            |     | كِتَابُ إحياءِ المَوَاتِ |
| ٤٩٢            |     | كِتَابُ المَأذُونِ       |
| <b>१</b> ९७    |     | كِتَابُ المُزَارَعَة فِي |
| 0 * *          |     | كَتَابُ المُسَاقَاةِ     |
| 0.1            |     | كِتَابُ النِكَاحِ        |
| ٥٢٤            |     | كِتَابُ الرِضَاعُ        |
| ٥٢٨            |     | كِتَابُ الطَّلاقِ        |
| ٥٤١            |     | بَابُ الرَجعَةِ          |
| ٥٤٥            |     | كتابُ الإيلاء            |
| ο <b>ξ</b> V   |     | كِتَابُ الخُلعِ          |
| ٥٥٠            |     | كِتَابُ الظهَارِ         |
| ٥٥٦            |     | كِتَابُ اللِّعَانِ       |
| ०२•            |     | كِتَابُ العَدِّةِ        |
| ۰۲۷            |     | كِتَابُ النَّفَقَاتِ     |
|                |     | كِتَابُ العَتَاقِ        |
| ٥٨٢            |     | بَابُ التَدبيرِ          |
| ٥٨٣            |     | بَابُ الاستيِلادِ        |
| ۰۸٦ ۲۸٥        |     | كِتَابُ المُكَاتَبِ      |
| 097            |     | كِتَابُ الوَلاءِ         |
| ٥٩٦            |     | كتِّابُ الجِنَايَاتِ ِ   |
| ٦٠٣            |     | كِتَابُ الديَاتِ         |
|                |     | بَابُ القَسَامَةِ        |
| ۱۱۷            |     | كِتَابُ المَعَاقِلِ      |
|                |     | كِتَابُ الْحُدُودِ       |
| ٠ ٢٦           |     | بَابُ حَدّ الشُربِ       |
| ۷۲۲            |     | بَاتُ حَدّ القَذف ِ      |
|                |     |                          |

| فهرس المحتويات                        | VV9 | مختصر القدوري                           |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| ٦٣٠                                   |     | كِتَابُ السَرِقَةِ وقُطَّاعِ الطَرِيقِ. |
| ٠ ۸۳۸                                 |     |                                         |
| ٦٤٠                                   |     | كِتَابُ الصَيدِ وَالذَّبَائِحِ          |
|                                       |     | كِتَابُ الأضحيّة ِ                      |
| 707                                   |     |                                         |
| ٦٦٥                                   |     | كِتَابُ الدَّعوَى                       |
| ٦٨٠                                   |     | كِتَابُ الشَّهَادَاتِ                   |
| 191                                   |     |                                         |
| 198                                   |     | كِتَابُ آدَابِ القَاضِي                 |
| ٦٩٩                                   |     | كِتَابُ القِسمَة في                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |                                         |
| / <b>/</b> //                         |     | كِتَابُ السِيرِ                         |
| ۷۳۷                                   |     | كتَابُ الحَظرِ والإبَاحَةِ              |
| V & O                                 |     |                                         |
| νολ                                   |     | كِتَابُ الفَرَائِضِ ِ                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     | بَابُ العَصَبَاتِ                       |
| ٧٦٣                                   |     | بَابُ الحَجبِ                           |
| /٦٤                                   |     |                                         |
| <b>√17</b>                            |     | بَابُ ذُومِي الأرحَامِ                  |
| /\X                                   |     | بَابُ حِسَابِ الفَرَائِضِ               |



ىلاِمَام المِمَّيْث الفَقْيَهُ بَرُّ لِلرِّبِّ أَبِي مُمَّرِمُ مُحْمَدُ بِنَ أُرْحُمَ دَالِعَيْنِي رَحِمَهُ اللّهِ يَعَالَىٰ المُنْوَالِمَ اللّهِ يَعَالَىٰ المُنْوَالِدَالِمُ اللّهِ اللّهِ تَعَالَىٰ المُنْوَالِدُ اللّهِ يَعَالَىٰ اللّهُ وَعَلَيْهِ اللّهِ تَعَالَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهِ تَعَالَىٰ اللّهِ تَعَالَىٰ اللّهِ تَعَالَىٰ اللّهِ تَعَالَىٰ اللّهِ تَعَالَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَىٰ اللّهُ اللّهُ

اعتى باخراجه نعيب مُ أَشْرَفَ نَوْرُ حَدَمَد

من منشورات إدَارة الفُران والعلوم الاسلاميّة حديث الحسن



# المحالية

لمسائل المبسُوط والجامعين والسّير والزيادات والنوادر والفتاوى والواقعات مُدللة بدَلائل المُتقدمين رحهُ الله

تأليف الامِهم رِهَا لِلدِّينِ فِي لِمَعَالِي مِحْوُدِ بِرِ صَدِرالشَّرِي فِي البِي الْمِعَالِ اللهِ البِي المِعَالِي دِحَهُ اللهُ تعالی ۵۵۱ هر ۲۱۱۷ ه

> اعتىٰ اِمْرَاجه وتقديمه نعيمُ أشرَف نُورَأَحَمَد

المعتبلسّ العِسْلِي

إدَارَةِ القِسْزَان



# (لصالحك الهيكاية)

الملعام عَلَيْ مِنْ أَبِي بَكُرَ مِن عَسُرا لَحِلَيْل الفرْعَا في الرغينَا في رحمُ اللّهَ تعالى المتوفر ١٩٥٥ صنط

حقّقهُ وعَلَق عَلَيهُ وخرَّج أُحاديثه للالتى محتر ليس مَلْجِكَ مَفْظِرُ للهَ مَعَاجِحَ الأستاذ المساعِدُ بالحِامَعَة الإسكرميّة العالميّة بالسِّكرمرّنكاد

إدَارة الفُران والعلوم الاسِّلاميَّة



المِمَامِلَّةِ الْبِكَاتُ عَبْدَاللَّهُ بِنَ أَحُدَبِنَ عَمُوْلِالنَّسْفِيَ حُمْلِلَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَاللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ ع

مَعُ شَرْمُه النَّفِيْ المُشاَيخ لِشِيخِ مَولَانًا مِحَمَّدًا عِزَازِعَلَيْ رَحِمُهُ اللَّه تَعَالَىٰ

اعتنى باخراجه نعير من المراحة من المراحة من المراحة ال

من منشورات إدارة الفران والعلوم الاسلاميّنه حديث وعناه